



# Ensiklopedia Makna Al-Qur'an

# Syarah Alfaazhul Qur'an

- Penjelasan A-Z Lafaz-Lafaz Al-Qur'an
- Tafsir Per Kata Bersumber dari Tafsir-Tafsir Muktabar
- Penjelasan Letak Setiap Kata dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an
  - Penjelasan Nahwu dan Sharaf
  - Rahasia Lafaz-Lafaz Al-Qur'an
  - Tafsir Perbandingan Setiap Kata







# (أَبُأَ) Abban

الأب adalah الأبن, artinya "rerumputan", dan setiap yang tumbuh di permukaan bumi dan dimakan binatang ternak. <sup>11</sup> Dan menurut lughat penduduk Maghribi al-Abb adalah sejenis ganja atau mariyuana (al-hasyiisy). <sup>21</sup> (Q.S. 'Abasa [80]: 31)

# (الأَنْزُ) Abtar

Firman-Nya, إِنَّ سُاتِكَ مَو الْأَيْتَر orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (Q.S. Al-Kautsar [108]: 3)

#### Keterangan

Kata ini hanya dimuat satu kali. Imam ash-Shabuni menjelaskan bahwa الأبلاء, ialah terputus dari setiap kebaikan (al-munqathi'u 'an kulli khair). Terambil dari بالرات الشيئ براز (al-qath'u). Dikatakan, نائرت الشيئ براز (Aku telah memutuskannya(qatha'atu-hu). Dan السيند disebut al-baatiru, karena ia sebagai alat pemotong. Dan begitu pula, dikatakan terhadap

seseorang yang tidak memiliki keturunan sebagai abtar, karena ia memutus nasabnya. Begitu pula untuk khutbah yang melebihi batas disebut dengan خطية البُرْنى, karena di waktu berkhutbah ia tidak memuji nama Allah dan tidak bershalawat kepada Nabi-Nya yang mulia. 11

Al-Abtor, "terputus". Kemudian kata ini dipergunakan untuk seseorang yang tidak ada kenangan yang berkelanjutan atau sebutan baik pribadinya. Artinya bagi siapa saja yang memusuhi kebenaran yang dibawa oleh para rasul-Nya serta orang-orang yang mengikutinya, maka para penentang selalu dalam celaan orang-orang yang beriman. Fir'aun yang menentang Musa a.s., beserta Samiriy yang membuat syariat palsu. Begitu juga Abu Lahab dan temantemannya yang menentang Muhammad saw. sebagai contohnya.

# (أندًا) Abadan

Firman-Nya, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَانِّ لَهُ نَالَ : ... dan barangsiapa yang mendurhakai Altah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya." (Q.S. Al-Jin [72]: 23)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, *al-abadu* ialah ungkapan tentang lamanya jaman yang terbentang yang tak dapat dibagi-bagi sebagaimana zaman menempatinya. المناة Ar-Razi menjelaskan bahwa أمان , ialah أنسفر , artinya "masa". Bentuk jamaknya adalah أمان , ia adalah wazan dari المنائبة, yang artinya "kekal". المنائبة yakni هنون , yakni هنوند , wazan dari المنائبة , yakni kata keterangan waktu (zharfuz-

<sup>1</sup> Ash-Shabuni, Muhammad Alir, Shafwaatur-Tofaasiir, jilid 3 him, 519, Ibnu al-Yazidi menjelaskan bahwa ti jalah (zir, yakni setiap rerumputan untuk makanan singa, (Ibnu Al-Yazidi, Albu Abdur Rahman 'Abdullah in Yahya bin Al-Mubarak Al-Yadawi Al-Baghdadi, *Ghariibur-Qur'an wa Tofsiiruhu*, Tahqiqi: DR. Abdur Razaq Husein, Cet. Ke-1, Mu'assasah Al-Kasyyoaf, juz 4 him. 220.

<sup>2.</sup> Berikut ini adalah cerminan kehati-hatian para sahabat, khususnya Abu Bakar Ash-Shidiq r.a.. sekaligus sebagai bekai dalam menatsirkan Al-Qurian, ketika beliau ra. ditanya penatsiran lafaz ...ar yang ada dalam Qurian. Beliau ra. berkata: "Cangti mana yang dapat menaungiku, dan bumi mana yang menampungku bila aku mengatakan tentang *koloomulloch* yang tidak aku ketahui!" Linat. Az-Zarkayi. Al-Imam Badaruddin Muhammad bin Abdullah, Al-Buchoon fir "Uluumi! Qurian, Cet. Ke-2, Dzul-Qa'dah 1391H/Januan 1972 M.; Isa At-Baab At Halabi, juz. I him. 295

Selanjutnya, para mufaski memberikan arti seputar kata ol-obb. antara lain, ia adalah apa yang dijadikan gembala bagi binatang ternak (tumput), apa saja yang dimakan oleh manusia (مارية) maka ia adalah ol-hashid (yang telah diketam), 2) ol-obb secara khusus adalah jerami. (مارية) ol-obb adalah setiap yang tumbuh di permukan bumi, 4) ol-obb tidak sama dengan buah-buahan (5 (مارية) adapun ol-obb dihafsirkan dengan buah-buahan (ang jauh dari kebenaran, meski dengan ingelijak penafsiran yang jauh dari kebenaran, meski dengan mengemukakan alasan rinci dan terpisah-pisah karena kelebihan pada kedua buah tersebut, namun bila demikian yang dimaksidkan mengapa diakhur ayat tidak dicantumkan kata 6 (مارية) karena seperati bilah jenis buah-buahan dan ketika keringnya menjadi ol-obb. 7) ol-obb adalah untuk binatang ternak seperti halnya buah-buahan untuk makanan manusia bild, juz 1 him. 298.

Shafwatut-Tafoasır jild 3 him 611; Tafsır Al-Maraghi, jild 10 juz 30 him. 253, lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, him. 33; Al-Kosyyaof, juz 4 him. 291

<sup>2.</sup> Muhammad 'Abduh, Tofsir juz 'Ammo, Mizan-Bandung hlm. 343.

<sup>3</sup> Ar Raghib, Op.Cit., hlm. 2.

<sup>4.</sup> Ar-Razi, Al-Imam Muhammad bin Bakar 'Abdul Qadir, *Mu<u>h</u>toarush*hahqiq Lajnah min 'Ulama Af-Arabi, *Doar Af-Fikr,* Berrut-Libanon tahun 1401 H/1981 M.hlm. 2. maddah <sub>3--1</sub>; Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Komus Af-Munawwir,* Cet. Ke-25, Pustaka Progresif, Surabaya tahun 2002 =



zamaan) untuk menjelaskan masa akan datang (mustaqbal) yang berfungsi menetapkan (alitsbaat) atau meniadakan (an-nafyu) yang menunjukkan terus-menerus berlangsung (alistimraar).<sup>13</sup>

# (أَلْأَبُرُازُ) Al-Abraar

Kata الْأَبْرَانُ أَنْهِيْنَ mempunyai arti "benar-benar berbakti". Sebagaimana firman-Nya: إِنَّ الْأَبْرَانُ لَفِي Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan lawannya ialah al-Fujjar, "orang-orang durhaka", yang tempatnya di neraka jahim. (Q.S. Al-Infithar [82]: 13-14)

Di antara wujud al-abraar adalah mereka yang tidak meminta ucapan terima kasih, lantaran pemberiannya hendak mendapatkan ridha Allah, اثما نظعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاة ولا "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan rida Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih." (Q.S. Al-Insaan [76]: 8-9)

# (أَبَارِنُقُ) Abaariq

Firman-Nya, بِأَكُوْابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ "Dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir." (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 18)

#### Keterangan

# (الْأَبْرُصَ) Al-Abrasha

Al-Abrash adalah orang yang mempunyai penyakit baras, yaitu warna putih yang terdapat pada kulit pasien, dalam hal ini dijadikan sebagai alamat sial. المالة المال

### (الأبْصِبَار) Al-Abshaar

Kata الابمنار, adalah jamak dari بَصَرُ. Maksudnya, matahari dan pemahaman seseorang tentang keagamaan, dan mengetahui rahasiarahasia agama. Di antaranya al-abshaar ditujukan kepada para nabi, seperti dinyatakan: وَاذْكُرُ عِبَادِنَا إِبْرَامِيمَ وَإِسْعَاقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي الْأَبْدِي وَالْأَبْمِنَارِ "Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishak dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi." (Q.S. Shaad [38]: 45)

Pertanyaan bagaimanakah mereka bisa melihat kebenaran dan mengetahuinya.4] Seperti yang tertera di dalam وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمْسَنَا عَلَى أَعَيْهِمُ فَاسْتَبَقُوا الصِرَاطُ فَأَنَّى :firman-Nya Dan jikalau Kami mengehendaki pastilah يُبْصِرُونَ Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihatnya. (Q.S. Yasin [36]: 66), menunjukkan bahwa cara dan jalan memperoleh kebenaran hanya dapat ditempuh dengan mengikuti jejak para nabi. Misalnya Ibrahim a.s. yang dalam hidupnya tidak pernah mempersekutukan Allah, ia lurus dalam beragama (haniif), tidak mengikuti selera kaumnya, dan berani memberikan nasehat kepada bapaknya yang musyrik.

Menurut ayat yang lain, kata *al-abshaar* menjadi obyek ancaman serius jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya: بن أخذ الله

<sup>=</sup> hlm. 1, 2. Az-Zamakhsyari mengetengahkan beberapa contoh penggunaan kata abodan, sebagai berikut: رئفته أنه الأناد أنه الأحداث بالمحافظة بالمحا

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab olif hlm. 2.

Al-Abaariiq adalah wadah yang bercucuk dan ada tutupnya (dzawaatul-adzaani wal-'uray). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 205.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tofsir Al-Maraghi, t.t. Door Al-Fikr, jilid 9 juz 27 hlm. 135.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 154.

يارص 2. *Lisaanul 'Arab*, jilid 7 htm. 5 maddah

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit. jilid 8 juz 23 hlm. 127.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 24.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



jika Allah mencabut..." : سَمُعَكُمْ وَأَيْصِبَارَكُمْ وَخَيْمَ عَلَى قُلُوسُكُمْ pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu..." (Q.S. Al-An'am [6]: 46); dan firmantetapi : فَمَا أَغُنَّى عَنْهُمْ سَمُعُهُمْ وَلا أَنْصِبَارُهُمْ وَلاَ أَفْدِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ : Nya pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 26); karena pada ayat yang lain, disebutkan bahwa yang menjadikan penghalang (tutupan, gisyaawah) adalah al-abshar. Surat Al-Jatsiyah menjelaskan: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 23)

# (أَبُقَ) Abaqa

Firman-Nya, بِذِ نَبَق إِلَى الْفُلْكِ الْمُشَخُونِ: (Ingatlah) ketika *ia lari*, ke kapal yang penuh muatan. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 140)

#### Keterangan

Kata ini hanya dimuat satu kali, dan diabadikan oleh Allah secara khusus memuat cerita Nabi Yunus a.s., sebagai seorang Nabi yang lari ke kapal yang penuh muatan. Imam al-Maragi menjelaskan bahwa الاينق, makna asalnya. ialah upaya melarikan diri yang dilakukan oleh seorang budak dari tuannya. Sedang di sini yang dimaksud adalah Yunus a.s., dia telah meninggalkan kampung halamannya tanpa izin Tuhannya, artinya Yunus as, pergi meninggalkan kewajiban dari Tuhannya. 1 Menurut Ash-Shabuni, dan karena muatan kapal tersebut sangat penuh maka diadakanlah undian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penumpang agar kapal tidak tenggelam. Maka Yunus as, termasuk orang yang ikut dalam undian, karena kalah dalam -undian maka. Yunus a.s. dilemparkan ke laut.<sup>2</sup>1

# (اَلْإِبلُ) Al-lbilu

Firman-Nya, اَقُطْرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خَلِقْتُ . Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 17)

#### Keterangan

Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa Al-Ibilu yang artinya unta-unta, adalah kata jamak, dan bentuk mufradnya بيئر. Bentuk mufrad dan jamak dari kata ini memiliki asal kata yang tidak sama, seperti halnya lafadz نِسَاءٌ dan نِسَاءٌ

Selanjutnya, beliau menjelaskan, bahwa unta adalah binatang yang bertubuh besar, berkekuatan prima serta memiliki ketahanan yang tinggi dalam menanggung lapar dan dahaga, dan semua sifat ini tidak didapati pada hewan lain. Unta sangat tahan dalam melakukan kerja berat, berjalan di terik matahari tanpa henti dan mampu berjalan sepanjang ribuan kilometer, sehingga oleh karenanya binatang ini patut menyandang gelar sebagai "perahu sahara". Sebagaimana pujian penyair terhadapnya, katanya:

مَا فُرِّقَ الْأَءَ لَافِ يَعْدُ اللهِ إِلاَّ لَإِإِبلَ

\* وَمَا غَرَابٌ \* أَلَيْهِنَ إِلاَّ نَاقَةٌ أَوْجَمَلٌ

"Tidak ada yang mampu menempuh ribuan kilometer setelah Allah, melainkan hanya unta. Dan sesungguhnya perpisahan itu hanyalah (cukup memakai) unta baik jantan atau betina".<sup>21</sup>

Adapun ciri khas lain dari unta adalah wataknya yang penurut, baik terhadap anak kecil maupun orang dewasa. Dan ia pun tetap bersabar sekalipun telah disakiti. Seorang penyair, Al-'Abbas ibnu Mirdas mengatakan:

وَتَصَيِّرُهُ الْوَلِيْدَةُ بِا اَلْحَرَاوَى \* فَلَمَا غَيْرَلَدَيْهِ وَلاَ نَكَيْرُ 
"Anak perempuan yang masih ingusan 
memukulnya dengan sebuah tongkat, 
namun ia tidak marah sedikitpun". <sup>3</sup>

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm 82.

<sup>2.</sup> Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasir, jilid 3 hlm. 42.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jihd 10 juz 30 him. 136; ibnu Manzhur menjelaskan bahwa al-ibil dalah bentuk tunggalnya. Al-Jauhan mengatakan bahwa al-ibil dalah bentuk mu'annots karena termasuk kategon isim-isim (nama-nama) jamak yang tidak ada bentuk tunggal yang berasai dari lafaznya sendiri. Lihat, tisaonul Arabi, jilid 11 hlm. 3 maddah المنا المنا

<sup>2</sup> Af-Maraghi, Op.Cit., jihd 10 juz 30 him. 136.

<sup>3.</sup> Ibid., jilid 10 juz 30 hlm. 136.

# ~+@[

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



# (إِبْنٌ) lbnun

البنة): Anak laki-laki, dan إينة, artinya anak perempuan. Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwasanya masyarakat Arab mempergunakan kata ibnun sebagai kuniyah yang menunjukkan tetapnya dan karena adanya kebiasaan yang terus-menurus dilakukannya (al-mulaazamah), misalnya ابن الطريق, ditujukan kepada orang yang biasa mencuri, dan ابن الغرب, ditujukan kepada pemberani (syujjaa'), dan إبن الشبيل, yakni yang biasa perjalanan jauh, bepergian (asfaar), dan bentuk jamaknya أبنة Sedangkan إبنا كالماء dan dinisbahkan kepadanya kata

Adapun kata نِنِي (anakku) adalah bentuk tashghir yang maksudnya kecintaan (mahabbah). Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa يابني tidak dimaksudkan dengan hakekat tashghir (unsur meremehkan) meski lafaznya menunjukkan demikian, namun ia dimaksudkan dengan tarfiiq (kedekatan, rasa iba), sebagaimana dikatakan kepada seorang laki-laki: يَا أَخَيُى (wahai saudaraku).

Kata نِنَ dimaksudkan agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, seperti nasehat oleh Luqman kepada anaknya: نيانني لا تُشْرِكُ بِالله "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah),..." (Q.S. Luqman [31]:...)

Perihal ayat tersebut, bunayya ditujukan kepada anak Lukman, dan di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa anak Luqman tersebut bernama Tsaaran<sup>31</sup> (قارة). Ada juga yang mengatakan, namanya Matskarn, ada juga yang mengatakan, namanya An'am. Dikatakan bahwa anak dan istrinya termasuk orang-orang kafir, maka keduanya senantiasa dihormati apabila keduanya Islam.<sup>4</sup>

1 Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ba' film. 72; dan dinyatakan bahwa نام dengan disukunkan bo'nya, jamaknya نام dan الله yang asalnya إلى dibuang huruf illar(wowu) dan diganti dengan hamrah di awalnya. Dan

al-ibnu ialah ol-waladudz-dzakoru (anak laki-laki). Lihat Mu'jom Lughotul

Sedangkan *ibnu adam* yang tertera di dalam firman-Nya: وَاتِنْ عَلَيْهِمْ نَيْنَا ابْنِيْ ءَادَمْ بِالْحَقِّ لِذَّ فَرْبَا فَرْبَاكَ (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 30) maksudnya ialah Qabil dan Habil.<sup>1]</sup>

# (أَمَامِثَانَ) Abaabiil

Firman-Nya, وأَرْسُل عليهم طَيْرًا لَبَابِين: dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. (Q.S. Al-Fiil [105]: 3)

#### Keterangan

Mujahid mengatakan bahwa Abaabiil, artinya beriring-iringan dan berkelompok (mutatabi'atan mujtami'atan). المال ا

# (أَتْ) Abun

Firman-Nya, الما كَانُ مُعَمِّدٌ آيًا آخِدَ مِن رِجَالِكُمَ Muhammad itu sekali-kali bukanlah *bapak dari* seorang laki-laki di antara kamu.... {Q.S. Al-Ahzab [33]: 40)

#### Keterangan

Al-abu (়াই)), menurut ar-Raghib ialah al-waalid (orangtua), dan segala sesuatu yang menjadi sebab adanya sesuatu atau memeliharanya atau menanggung bebannya dinamakan aban. Oleh karena itu Nabi Muhammad saw. adalah bapak bagi orang-orang mukmin (abal-mu'miniin).41

Sejumlah ayat yang memuatnya antara lain: Firman-Nya, إذ قال لايبهِ ياابتِ لِم تَعَبِّدُ مَا لا يسمَعْ ولا

Fuqohoa', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm. 18. 2. Tafsirah-C tabi, jilid 7 juz 14 hlm. 43; kata منتي, dengan dikasrahkan an difahahkan karena ada dua ejaan pengucapannya, dikatakan ia terambil dan المساهدة kecintaan). Lihat, Hodsiyatush-Shadwiy 'ala Tafsir Jalolain, juz 5 hlm. 12.

<sup>3.</sup> Ibid. jilid 7 juz 14 film. 43; Hasiyatush-Shaawiy 'ala Tofsir Jalalam, juz 5 film. 8.

<sup>4.</sup> Hasivatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalolain', juz 5 hlm. 8.

<sup>1</sup> Al-Burhan fi 'Uluumii Qur'an, juz 1 hlns. 157.

<sup>2.</sup> Shahih al-Bukhari, jilid 3 hlm 232.

<sup>3.</sup> Ghariibul-Qur'an wo Tofsiiruhu, hlm. 212; lihat juga. al-Kasyvaaf, juz 4 hlm. 286, imam al-Maraghi menjelaskan, bahwa Al-obaobil artinya secara kelompok. Kata ini tidak ada bentuk mufradnya. Eihat, Al-Maraghi, Op.Cil., jild 10 juz 30 hlm. 241.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Muljom Mufrodat Al-Foazhil Qur'on, hlm. 3.



(Ingatlah ketika ia (Ibrahim) يبصرولا يغني عنك شينا berkata kepada bapaknya: "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? (Q.S. Maryam [19]: 42)

ياأبت إلى قد جاءني من العلم ما Firman-Nya, لم بأنك فأثبغني أهدك صواطا سوتًا: Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. (Q.S. Maryam [19]: 431

مانيت لا تعند الشيطان أنّ الشيطان كان . Firman-Nya للرحمن عصبًا: Wahai bapakku, jangantah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. (Q.S. Maryam [19]: 44)

Firman-Nya, قال باأبت افعل ما تؤمر: Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 102).

### (غاناغنا) Aba-ana

:قَالُوا بِلْ وَجِدِنَا ءَابِاءَنَا كَذَلِكَ بِفَعِلُونَ . Firman Nya Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya bapak kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 74)

#### Keterangan

Kata uzus dan usus adalah dua kata *aba*un yang berarti "bapak" dan kata na yang menunjukkan dhamir (kata ganti) nahnu (kami). Kata Guis dan Gui disandarkan kepada para pendahulunya (nenek moyangnya) baik terhadap para pendahulu yang saleh, disinari petunjuk." atau pun para pendahulu yang sesat (mengikuti agama nenek moyang), yang kerap dilakukan oleh para pemuka suatu kaum, sebagaimana ayat ىل قالدا انا وحديا والوران. di atas. Begitu juga firman-Nya, نار قالدا انا وحديا والوران على أمة: "Bahkan mereka berkata: Sesungguhnya kami dapati bapak bapak kami menganut suatu agama. .." (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 22)

Sejumlah ayat yang memuat kata abaa-

ana, yang sesat jalannya, penganut agama nenek

moyang, di antaranya mengupas: (a) tentang keyakinan terhadap penyembahan berhala, sebagaimana yang dipraktekkan oleh bapak Ibrahim as, Azar (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 69-78); (b) keyakinan suatu agama dengan mengambil anak perempuan sebagai tuhan, begitu juga para malaikatnya. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 16-25)

# (أبي) Abay

يُرِيدُونَ أَنْ يَطْفِئُوا نُورِ اللَّهِ بِاقْواهِمِ . Firman-Nya Mereka hendak :وماني الله الا أن يُتم تُورة ولَوْ كرة الْكافزون memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. (Q.S. At-Taubah [9]: 32)

#### Keterangan

Al·ibaa' ialah kerasnya penolakan (syiddatul imtinaa'), maka setiap ibaa' ialah menolak (imtinaa'), namun tidak setiap imtinaa' itu ibaa'. !! Ar-Razi menjelaskan bahwa aliibaa' (dengan dikasrahkan dan dipanjangkan bacaannya) adalah masdar dari yang ائی بانی berarti imtana'a (menghalangi, merintangi). Dan perkataan mereka ketika menghormati para raja di masa jahiliyah dengan ungkapan, ننت yang berarti اللعنة (laknat), yakni saya enggan untuk mendatangi urusan-urusannya yang menjadikan laknat atasnya (yakni, hina karena tidak tahuharga dirinya).43

Kata abay sendiri ditujukan kepada semua makhluk baik golongan jin (Iblis) dan manusia, kecuali para malaikat karena disifati dengan iaa ya'shu minallah, "tidak pernah membantah perintah Allah", dan Iblis misalnya diungkapkan: Maka sujudlah : فسجدوا الاابليس أبي وأستكبر وكان من الكافرين mereka (para malaikat) kecuali Iblis; ia enggan dan takabbur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 34)

Dan bentuk *aba*y yang ditujukan terhadap orang-orang fasiq, dinyatakan: پُرصونکم باقواههم

اني على -: Ar-Ragisb, Op.Cit., film. 4, di dalam *Mu'jom* dinyatakan: -- انى على اني الشي Athinyo enggan, inembangkang (rshto shop), dan يناشي berarti membendinya dan tidak merelakannya(karahahu wa lam yardhahu). Di datam mutul dikatasan يوني الخصمان والو القاضي Yakni, ungkapan yang ditujukan kepada orang yang menuntut hak ugar hak tersebut teriepas dari pemiliknya. Mojom Al Wasith, juz 1 bab aiif hlm. 4

<sup>2.</sup> Muhtaarush-Shihhan, hlm. 3 maddah (🛶

Misalnya بإنك الواهيم و السماعيل و السحاق الله وتحدا (Q.S. Al-Bagarah) 133) yakui obo-iko maksudnya, para pendahulu di antaranya Ibrahim, Isma'il, Ishaq yang bertuhankan Esa.



وَتَأْتِي فُلُويُهُمْ: Mereka menyenangkan kamu dengan mulutnya, sedang hatinya *menolak*. (Q.S. At-Taubah [9]: 9)

Begitu juga bentuk abay, "penolakan", misalnya ungkapan sami'na wa 'ashaina, "kami dengar namun kami membangkang". Atau dengan bentuk mengejek para rasul, "Mengapa seorang rasul tidak mempunyai perbendaharaan dunia, emas, kebun-kebun yang luas, dan sebagainya, dan begitu juga mendirikan masjid dhirar untuk memecah belah pengikut Muhammad saw." sebagaimana yang dilancarkan oleh ahli kitab, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik Mekkah. Baca 'Ashay, Huzuwaan, Dhiraar.

# (إِنِّبَاعٌ) 'Ittibaa

Firman-Nya, وَاثِنَ عَلَيْهِمُ مِّنَا النَّتِي عَائِيْنَاهُ وَالْإِنْنَا فَالْسَلَخُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ dan bacakanlah kepada mereka khabar orang-orang yang kami datangkan kepadanya ayat-ayat Kami, tetapi ia berpaling dari padanya; lantaran itu setan jadikan dia pengikutnya; maka jadilah ia dari pada orang-orang yang sesat. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 175)

### Keterangan

Dikatakan: Artinya اِتَّبُعْ يَثَّبِعُ إِثْبَاعًا فَهُوَ مُثَبِعٌ. "mengikuti". Dan Atba'ahu pada ayat tersebut berarti "mengejar dia dan menyusulnya". Kata al-Jauhari, bila dikatakan, اِتُبَعُ الْقَوْمُ, "orang-orang itu mendahului kamu, maka kamu menyusul mereka". Yakni setan mendahului kamu sehingga kamu menjadi pengikutnya.<sup>1]</sup> Dan di antara bentuk mengikuti setan ialah ittibaa'usysyhawaat, misalnya menyia-nyiakan salat: فغلف مِنْ يَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبِعُوا الشَّيْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ (Q.S. Maryam [19]: 59) Maka, Ittabi'usy-Syahawaat maksudnya ialah Mereka tenggelam dalam berbagai maksiat dan kelezatan.<sup>2</sup>] Yakni, pengikut syahwat adalah mereka yang menyianyiakan salat sehingga jatuh dalam kesesatan (بَلْقُونَ غَيًّا).

Dari penjelasan di atas, kata ittibaa', baik ittibaa' kepada syahwat, yang berarti menelantarkan salat; atau itibaa'u'sy-syaithaan, yang berarti setan menjadi ikutannya;

dimaksudkan dengan *ittiba*' ialah yang diikuti telah menguasainya sehingga yang mengikuti menjadi tunduk. *Ittiba*' pada keduanya adalah *ittiba*' yang negatif, merusak fitrah.

Sedangmaksud*ittibaa*'ialahmengawasinya. Artinya, setan benar-benar mengawasi orangorang yang mengikutinya. Pengertian seperti ini, secara bahasa, dapat dilacak terhadap bunyi ayat: والنَّيَعُ أَدْبَارِهُمْ, maksudnya, beradalah di belakang mereka, agar kamu dapat membawa mereka dengan segera, dan awasilah keadaan mereka.<sup>1</sup>

Selanjutnya kata atba'a (نَنِعَ) dan tabi'a (نَيَعَ) maknanya sama, yaitu "mengejar", "menyusul". Misalnya bunyi ayat: فَأَتَبْعَهُمْ فِرْعُوْنَ (Q.S. Thaaha [20]: 78); dan begitu juga: بِجَنُودِهِ فَقَضْيَهُمْ مِنَ الْيَمَ مَا غَضِيهُمْ وَوَفَخِيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنْكُمْ مُنْبَعُونَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 52) Maka, Muttaba'uun, "yang diikuti", "yang dikejar". Maksudnya Musa as sebagai kelompok yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. <sup>31</sup>

Sisi lain penggunaan kata ittibaa' disandingkan dengan kata ma'ruuf, misalnya Itibaa'u bil-ma'ruuf, dalam perkara qisas, sebagaimana dinyatakan, الْفَيْرُ فَاتَبَاعٌ بِالْمُوْرِفِ وَأَذَاءٌ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ مُنْهُ قَاتِبَاعٌ بِالْمُوْرِفِ وَأَذَاءٌ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178) maksudnya ialah meminta diyat (pengganti) dengan cara yang sesuai dengan peraturan, tanpa ada keinginan menganiaya. 41

# (تُرَابًا) Atraaban

Firman-Nya, غَرُبًا أَثْرَابِ Penuh cinta lagi sebaya umurnya. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 37)

#### Keterangan

imam Al-Maragi menjelaskan bahwa بانراب adalah kata dalam bentuk jamak, dan mufradnya بزن, artinya "bidadari-bidadari yang sebaya umurnya, sehingga tidak terjadi kecemburuan di antara mereka". <sup>5</sup>I Dan keadaan bidadari tersebut disebutkan pula pada ayat yang lain: Firman-Nya,

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 106.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 66.

<sup>32</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 29.

<sup>33.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 133.

<sup>34.</sup> Ibid, jılıd 7 juz 19 hlm. 64.

<sup>36.</sup> Ibid., jilid 8 juz 23 hlm. 129; Al-Kosyyaaf, juz 4 hlm. 210.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



وَعِنْدُهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَنْرَاتٍ: dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. (Q.S. Shaad [38]: 52)

### (أتى) Ataa

Begitu juga firman-Nya, مَنْ أَنِّى عَلَى الْإِنْسَانِ جِينٌ عَنْ اللَّهُ مِنْ الدَّهُ مِنْ الْمُحُونَا Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. (Q.S. Al-Insaan [76]: 1)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dinyatakan, ئَائِيَا وَ إِنْيَا وَمَائِلُى وَمَائِلُنَا وَمَائِلُى وَمَائِلُنَا وَمَائِلُى وَمَائِلُنَا وَمَائِلُى وَمَائِلُنَا وَمَائِلُى وَمَائِلُنَا وَمَائِلُى وَمَائِلُنَا وَمَائِلُو وَمَائِلُنَا وَمَائِلُو وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا فَمَائِلُمُ وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَ وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمَائِلُنَا وَمِنْ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ الْمُعْمَى (dekat), مَنْ عِلْيَهِ النَّمْقِ (berarti مُنْ عَلَيْهِ النَّمْةِ (menjalankannya), dan نَفْلَكُمْ أَلَاثُمْ أَلْ berarti أَنَى الْكُانُ وَالرَّفِلُ (menjalankannya), dan عَنْهُ فَاللَّهُ اللَّمْزَةُ (melakukannya), dan عَنْهُ الشَرْهَا (mendatanginya), dan عَنْهُ اللَّمْزَةُ (berarti أَنَى الْكُرَاءُ (mendatanginya), dan عَنْهُ (bersenggama). اللَّهُ وَالرَّفِيْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ (bersenggama).

Ar-Raghib menjelaskan bahwa الأبيثيان, artinya memberi, berasal dari الأبيثيان, yakni "datang dengan mudah". Kemudian kata digunakan untuk sesuatu yang datang dengan membawa sesuatu berupa benda, perintah dan pemikiran. Seperti bunyi ayat, وَمَا يَالَّهُمُ الرَّسُولُ مَعْدُوهُ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah...). (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7), maka al-Ityaanu, berarti "yang datang membawa perintah", karena pada ayat selanjutnya terdapat perintah, yaitu berupa larangan, sebagaimana bunyi ayat: وَمَا يَاكُمُ عَنْهُ (...maka apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...). المَا المُعْلَمُ المَا الم

Makna yang tumbuh dari lafaz ataa dan tasrif (perubahan bentuk kata)nya (ya'ti, yu'ti), berikut kata yang dimaksudkan oleh ataa atau aatiina, antara lain:

a. Ataa berarti "membinasakan". Misalnya: (Q.S. An-Nahl [16]: فَأَنَّى اللَّهُ بِنَيَاتِهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ (An-Nahl (26)), maksudnya Allah membinasakan dan memusnahkan bangunan mereka, sebagaimana dikatakan: أَنَى عَلَيْهِ النَّمَوْز, berarti 'telah datang kebinasaan kepadanya'.<sup>13</sup>

- b. Ataa berarti "mendatangkan", yakni membikin sesuatuyang semisal sebagai bentuk tantangan. Misalnya: هُلْيَاأُنُوا بِحَبِيثِ مِثْنِهِ إِنْ كَانُوا صَابِقِينَ Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orangorang yang benar. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 34); dan ataa, juga berarti "membawa pengikut". Misalnya: هُنُونُ فَرَعُونُ فَجَمَع كَيْدُو ثُمُ أَنْ (Q.S. Thaaha [20]: 60), yakni datang di waktu yang telah ditentukan dan Fir'aun membawa para tukang sihir yang dikumpulkannya.<sup>2</sup>
- c. Ataa berarti "berbuat", "mengerjakan وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ :perbuatan". Misalnya :(Q.S. Al-A'raaf; [7]) مَا سَنِقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ 80), yang dimaksud al-ityaan, "mendatangi" ialah mencari kenikmatan yang telah dikenal, sesuai dengan tuntutan fitrah antara suami dan istri yang disebabkan oleh syahwat dan keinginan untuk memperoleh keturunan.<sup>3]</sup> Sedang atuungal fakhsyaa' adalah berzina, melakukan perbuatan homoseksual. Dan pada ayat lain dinyatakan: إِنْكُمْ لَقَاتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النَّسَاء: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu (kepada mereka). bukan kepada wanita. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 81)
- d. Ataa berarti "sampai". Misalnya: بن شامِن الوادِ الآينن في الْبُقْعَةِ الْبُنارَكَةِ مِنَ الشُجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّخَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَاءِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَاءِ الشَاعِلَةِ الشَّجَرَاءِ الشَّجَرَاءِ الشَّجَرَاءِ الشَاعِلَةِ الشَاعِيرَاءِ الشَّجَاءِ الشَاعِلَةِ الشَاعِلَةِ الشَاعِلَةِ الشَاعِ السَّجَاءِ السَّجَاءِ السَّجَاءِ السَاعِبَةِ السَاعِبَةِ السَاعِلَيْكِ السَاعِبَةِ السَاعِيمِ السَاعِي
- e. Ataa, berarti "menguji". Misalnya: وَوَائِنِا فَنُودَ النَّافَةُ مُنْصِرَةُ (Kami berikan Tsamud unta (sebagai suatu cobaan) dan tanda kekuasaan Allah. (Q.S. Al-Isra' [17]: 59)
- f. Ataa, berarti "membuktikan". Misalnya: نَوْءَانَيْنَا عِبِسَى ابْنَ مَرْمَمَ النَبِنَاتِ: Kami berikan kepada 'Isa binti Maryam bukti-bukti kebenaran (mukjizat). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 87) seperti dikatakan: أَعْطَاهُ بِيَّاهُ, yakni أَعْطَاهُ بِيَّاهُ (saya

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif him. 4-5.

<sup>2.</sup> Al-Asfahani, Abu Muhammad Husem bin Muhammad bin Mu'dhal, Ar-Raghib, Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, Daar Al-Fikr, Beirut-Libanon, t.t. hlm. 4; Ishat juga, al-Qurtubil, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, Al-Jaami'u II-Ahkamil-Qur'an, Daar Al-Kutub Al-Hiniyah, Beirut t.t. jiid 6 juz 18 hlm. 18.

<sup>1</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 68.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 123.

<sup>3.</sup> tbid., plid 3 juz 8 hlm. 204.



hanya memberikan untuknya, sebagai bukti ولقد والنبتايني ,kesetiaan). أ Begitu pula firman-Nya : (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]) السرائيل الكتاب والعكم والنَّبُوة 16) sebagai bukti cinta kasih Tuhan (Allah Swt.) kepada bani Isra'il dengan diberi kitab, kekuasaan dan kenabian.

- "memberikan g. Ataa. berarti jaminan". فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما ءانيتم بالمغروف . Misalnya: (Q.S. Al-Bagarah [2]: 233) maka, maa ataitum, adalah sesuatu yang telah kalian jamin dan kalian pegang. التي به النبه Dan dikatakan: التي به النبه (datang dengan membawa sesuatu yang akan diserahkan kepadanya). 11
- h. Ataa, berarti "mengganjar". Misalnya: أولنك Kelak Allah *memberi* merekā :سوف يُؤتيهمَ أَجُورِهُمُ pahalanya (Q.S. An-Nisa' [4]: 152)
- Ataa berarti "mengeluarkan", "menunaikan". Misalnya: النقاء الوكاة: .. dan mengeluarkan zakat (Q.S. An-Nuur [24]: 37), (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 73) yakni seperti dikatakan: اثى الزكاة, berarti menunaikannya). أَوْاهُنا (menunaikannya)

Ar-Raghib menyatakan bahwa setiap اتينا tempat yang di dalamnya disebutkan lafaz dalam menyifati suatu kitab, maka ia mempunyai makna lebih fasih (ablagh) dari setiap tempat penyebutannya dari pada menggunakan lafaz أونوا karena أونوا, karena terkadang dikatakan bila seseorang dalam keadaan memiliki yang belum اتننا tentu didapat dari menerimanya. النا Sedangkan ننا dikatakan pada orang yang mendapatkan sesuatu dengan jalan menerimanya. Di antaranya adalah lafaz yang dipergunakan terhadap sejumlah para nabi dan rasul-Nya, ولقد ءاتبنا مُوسى البدى: Kami berikan kepada Musa Al-Huda (petunjuk). (Q.S. Al-Mu'min [40]: 53); begitu juga firman-فقد ءاتيها ءال ابراهيم الكناب والحكمة وءاتيناهم ملكا . Nya : Sesungguhnya Kami telah memberikan Al-Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. (Q.S. An-Nisa' [4]: 54); dan begitu juga firman-Nya, وواتينا موسى شلطانا مينيا dan Kami berikan Musa keterangan yang nyata. (Q.S. An-Nisa' [4]: 153)

Kata انتيا vang dipergunakan terhadap para nabi menunjukkan arti sangat dekatnya jarak antara Tuhan dengan hamba-Nya (garuba wa danaa) sebagaimana seorang raja memberikan sesuatu yang istimewa kepada rakyatnya yang dicintai karena prestasinya sebagai kebanggaan. 11

Adapun untuk kata ma'tivvan maknanya انيا, yang artinya Yang Menetapi (Allah Swt.).21 Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, انه کان وعده مأتنا Sesungguhnya janji Allah itu pasti ditepati. (Q.S. Maryam [19]: 61)

Maksudnya, janji itu pasti datang kepada orang yang dijanjikan, tidak mustahil. 1 Begitu juga: اثني أمزاتكه (Q.S. An-Nahl [16]: 1), berarti telah dekat ketetapan Allah. Bagi sesuatu yang pasti terjadi biasa dikatakan, قَدْ أَتَى وَقَدْ وَقَعْ . maka kepada orang yang meminta bantuan dikatakan: قد مجينرا, bantuan itu telah datang kepadamu. Ketetapan Allah adalah azab.Nya bagi orang.orang kafir.4! Begitu juga tentang kematian sebagai peristiwa yang pasti terjadinya, yang dinyatakan: وباتيه (Q.S. Ibrahim [14]: 17), adalah sebab-sebab بنوث kematian datang kepadanya dan mengepungnya dari setiap arah.5

# (اتقن) Atqana

وتزى الجنال تحسبها جامدة وهي تمر مر . Firman-Nya -Q.S. An) الشجاب صنع الله الَّذِي أَنْقِنَ كُلُ شَيءِ إِنَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَفْعِلُونَ Naml [27]: 88)

Keterangan

Atgana, yakni ahkama kulla syai', "mengokohkan segala sesuatu". (1)

#### (افافا) Atsaatsan

وكم أهلكنا قبلهُم من قرن همَ أحسن أثاثا ,Firman-Nya ورييا: Berapa banyak umat yang Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka itu adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. (Q.S. Maryam [19]: 74).

<sup>1</sup> Ma'jom Al-Wosnth, juz 1 bab olif hlm. 5.

Al-Maraghi, Op.Cit., plict 1 jul 2 hlm. 185

<sup>3.</sup> Muljam Al-Wasiith, juz 1 bab olif hlm. 5.

<sup>4.</sup> Ibid, juz 1 bab alif hlm 5

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradat alfaazhii Qur'an, hlm. 4.

i. Ibid., him. 4

Muhtoarosh-Shihhaah, film Siniaddeh; ¿ ... ; A: Raghib, Op Cit.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghi, julid 6 juz 16 hims 68. 4 *ibid*, julid 5 juz 14 him 51

<sup>5</sup> Ibid, plid 5 iut 13 hlm 137

<sup>6</sup> Shafwotul Bayon Li-Mc'ann Qur'anul Karım, Khalid Abdur Rahman Al-Akka, Cet. Ke-1; th. 1414 H/1994 M, Daar al-Basyair, hlm. 383.

# +@

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Ar-Razi menjelaskan bahwa ১৬৯, ialah perkakas rumah tangga. Al-Farra' berkata: Harta benda tersebut tidak ada yang menyamainya. Abu Zaid berkata: Al-Atsaatsu ialah harta benda yang mencakup unta, kambing dan hamba sahaya, sedangkan harta kekayaan sejenis saja disebut iasu.

# (أَنَّىٰ) Atsara

Firman-Nya, فَالْ هُمْ أُولَاءَ عَلَى أَتْرِي وَعَجِلْتُ اِللِكَ Berkata Musa: "Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku)". (Q.S. Thaaha [20]: 84)

#### Keterangan

Al-Atsar (الأقرا), menurut arti asalnya, ialah "bekas yang menunjukkan adanya sesuatu", kemudian kata ini dijadikan kiasan untuk suatu keutamaan. Maka al-litsaaru, dalam ayat di atas, ialah "mendahulukan orang lain dari pada diri sendiri dalam urusan duniawi".<sup>2)</sup>

Di dalam *Mu'jam* dinyatakan: الرَّافِةُ وَاثَوْهُ أَلَاهُ , artinya mengikuti jejaknya (*taba'a atsarahu*). Dan المُوْ وَاتِقَالِهُ ialah meninggalkan tanda yang dengannya dapat dikenali. Dan المُوْ وَاتِقَالِهُ yakni (memilih dan mengutamakannya). <sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini disebutkan beberapa ayat yang memuatnya, dengan berbagai bentuknya yang berdampingan dengan kata-kata lain, di antaranya:

1. Atsara berarti "mengutamakan". Misalnya pada surat Yusuf, yakni أرك , yang berarti memilih dan mengutamakan kamu. الله أونونزون عنى انفسهم ولو كان يهم ...dan mereka mengutamakan (orangorang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).... (Q.S. Al-Hasyr [59]: 9). Dan begitu juga kata Nu'tsiruka yang tertera di dalam firman-Nya, فالوالن نونوك على ما جانيا من البيئات

- Firman-Nya, فَاثَرْنَ بِهِ نَفَعَ (Q.S. Al-'Aadiyah [100]
   maka, fa-atsarna ialah menaikkan, yakni dengannya Kami naikkan debu (rafa'na bihi Ghubaaran).
- 3. منى ءائارهم والمحتوية berarti "mengikuti jejak". Seperti firman-Nya, فَيْمَ عَلَى ءَائَارهمْ لِيَرْعُون للهِ Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orangorang tua mereka itu. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 70) hal ini sebagaimana dikatakan: جَاء berarti ia datang menyusulnya tanpa terlambat.<sup>4)</sup>
- Firman-Nya, نَفْتِهَا الرَّسُولِ فَنْتِذَاتِهِ الرَّسُولِ فَنْتِذَاتِهِ ...maka aku (Samiri) ambil segenggam dari jejak rasul lalu aku melemparkannya.... (Q.S. Thaaha [20]: 96)

Maka, من اثر الرشول: Dari jejak rasul di sini ialah ajaran-ajarannya. Menurut faham ini Samiri mengambil sebahagian dari ajaran-ajaran Musa kemudian dilemparkannya ajaran-ajaran itu sehingga dia menjadi sesat. Menurut sebahagian ahli tafsir yang lain, yang dimaksud dengan "jejak rasul" itu ialah jejak telapak kuda Jibril a.s. artinya Samiri mengambil segumpal tanah dari jejak itu lalu dilemparkannya ke dalam logam yang sedang dihancurkan sehingga logam itu berbentuk anak sapi yang mengeluarkan suara. <sup>51</sup>

Firman-Nya, الله يُؤْمِنُوا كَامَ يُؤْمِنُوا Adka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an), (Q.S. Al-Kahfi [18]: 6)

Maka, 'Alaa atsaarihim pada ayat tersebut, artinya "sesudah mereka". Maksudnya, sesudah mereka berpaling dan menjauh dari keimanan. 9

<sup>(</sup>Q.5. Thaaha [20]: 72) berarti mengutamakan dan memilihmu. <sup>11</sup> Maksudnya, tidak bisa kami lebihkanmu dari tanda-tanda yang kami yakin datangnya dari Allah sebagai mukjizat bagi Musa. <sup>21</sup>

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 5 , Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 5 maddah ; alan jilihat juga, Ar-Raghib, Op.Cii., hlm. 3-4.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 5; Tafsir Al-Qurthobi, jilid 18 hlm. 26

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasath, już 1 bab ahi film. S.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 31.

<sup>1</sup> Tofsir Al-Maraghi, jikd 6 juz 16 hlm. 5; Muhtaprush-Shihhooh, hlm. 5 maddah と上: fihat juga, Ar-Raghib, Op.Cit., hlm. 3-4.

<sup>2.</sup> Mir/jarn Mufradat Alfoazhii Qur'an, hlm. 5; Talsir Al-Qurthubi, jilid. 18. hlm. 26.

<sup>3.</sup> Mu'yam Al-Wosiith, juz 1 bab alif him 5.

<sup>4</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 31.

<sup>5.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 941 hlm. 487.

<sup>6.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., ulid 5 juz 15 hlm. 114.



Sedangkan firman-Nya, الشَّجُوْدِ السَّجُوْدِ (Q.S. Fath [49]: 29) Maka, min atsarissujud, yakni, dari pengaruh (at-ta'tsiir) yang ditimbulkan oleh sujud. Menurut Prof. DR. Wahbab Az-Zuhailiy, maksudnya ialah bahwa pengaruh ibadah, kedamaian dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala yang terlihat di wajah orangorang mukmin. Oleh karena itu Umar ibnu Al-Khatthab r.a. berkata: عنائِنَهُ أَصَلَغَ اللهُ تَعَالَى: Barangsiapa yang baik sepak terjangnya, maka Allah menjadikannya baik dari pengaruh yang ditampakkannya.<sup>1</sup>

# (أَثَلٌ) Atsalun

Firman-Nya, Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon atsi dan sedikit dari pohon sidr. (Q.S. Saba' [34]: 16)

Keterangan

ialah اثل Ar-Raghib menjelaskan bahwa pohon yang kuat akarnya, dan dikatakan: شُجَرٌ مُنتُلُ yang artinya pohon yang kuat, teguh menghujam akarnya, dan ننثل كنا, berarti benar-benar kuat. المنثل كناء أَنْلُهُ كُلُ الشَّيْنِ Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa berarti asalnya (أَفْنَ اللهُ مَالَة Dan الْأَنِ اللهُ مَالَة , berarti dengan) الأشنن membersihkannya). Sedangkan)زگاهٔ sin) adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bayak cabang serta rapat tanpa daun. Abu Ziyad mengatakan bahwa dari bagian cabang menggantung (al-a'laats) adalah jenis asl yang tumbuh sebagai dahan kecil (qadhban diqaaq) yang tidak berdaun dan berduri, hanya saja ujungujungnya keras, ia tidak mempunyai cabang dan batang, biasanya tempat pertumbuhannya di air yang diam yang hampir-hampir tidak tumbuh kecuali di tempat-tempat air atau yang dekat dengan air, dan bentuk tunggalnya أَسْلَةُ أَلَّهُ dengan air, dan bentuk tunggalnya أَسْلَةُ الْعُلِيمُ الْعُ

# (أثم) Itsmun

Firman-Nya, وَوَزُوا طَاهِرَ الْإِنَّمِ وِبَاطِئة ; Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi... (Q.S. Al-An'aam [6]: 120)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dinyatakan: وَقَعْ وَالْاِبْمَ , yakni وَقَعْ فَى الْاِبْمَ (jatuh dalam dosa). Dan isim fa'il(pelaku)nya dapat dinyatakan dengan أَوْقَعْ وَالْاِبْمُ وَالْبُمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِمُ وَالْمُعِيمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُلِمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَلِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ ل

Sejumlah ayat yang memuat kata ini, dengan perubahan bentuk katanya (tasrif), antara lain: bahwa orang yang melampaui batas lagi banyak dosa dinyatakan dengan: خَفْنَهِ أَنْهِم (Q.S. Al-Qalam [68]: 12); dan: Makanan orangorang yang berdosa dinyatakan dengan: مَقَامَ الْأَئِيم (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 44)

Firman-Nya, وَمَا يُكَنِّبُ بِهِ إِلاَ كُلُ مُعْتَدِ أَلِيم (Q.5. Al-Muthaffifiin [83]: 12) maka Atsiim adalah dzi itsmin yang maknanya, أَخْرُمُ yakni fa'iilun dengan makna fa'uulun. Artinya "yang banyak dosa". <sup>21</sup> Dan Atsiim, adalah isim fa'il, yakni kata yang ditujukan kepada orangnya, yang berarti orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. <sup>31</sup>

Sedangkan ثَاثِينَا adalah bentuk masdar dari atstsama. Artinya Perkataan yang menimbulkan dosa. Kata ini tertera di dalam firman-Nya: يَسْمَعُونَ فَهَا لَقُوا وَلَا تَأْتِينا Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 25)

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 74.



<sup>1</sup> Tafsir Al-Monür, juz 26 hlm. 207.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 5.

ناس ل Manzhur, *Lisoanul Arab*, jilid 11 hlm, 14 maddah ناس ل

<sup>1</sup> Berangkat dari ayat di atas, Imam Al-Maraghi mengemukakan istilah haram zahir, yakni barang haram yang berkaitan dengan perbuatan panca indra. Dan haram batin, yakni barang haram yang berkaitan dengan perbuatan hati, seperti sombong, dengki, merencanakan tipu daya yang berbahaya dan kejahatan-kejahatan lamnya. Lihat, Al-Moraghi, Op.Cit jilid 3 juz 8 hlm. 15; sedangkan kata di-utsaam berarti di-itsmu (dosa). Alau juga berarti balasan dosa itu sendiri. Lihat, Mu'jam Al-Wosith, juz 1 bab alif him. 6.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 15 hlm. 152.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



# لأُجَاجٌ) Ujaajun

Firman-Nya, وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ dan yang lain asin lagi pahit. (Q.S. Fathir [35]: 12)

Keterangan

Ujaojun lalah شَبِيْدُ اللَّوْحَةِ, yang artinya "sangat asin"."

# (أَجُرٌ) Ajrun

Firman Allah Swt., وَلاَجُرُ الْحَرِوَ خَيْرُلِلْدِينَ مَامَنُوا وَكَانُوا Dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. (Q.S. Yusuf [12]: 57)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dinyatakan: - أَجْرَا وَ أُجْوَزَا وَ إِجَاراً لَا الْعَمْلَةُ عَلَى غَيْرِ إِسْتَوَاءٍ Yakni, أَجْرا وَ أُجْوَزَا وَ إِجَاراً لَجُرَ الْعَمَلُ (sembuh tanpa cacat). Yakni, bersih, mulus. Dan لَجُرَ الْعَمَلِ berarti berhak mendapatkan upah أَجْرَ فُكُنَا berarti berhak mendapatkan upah أَخْرَ (memberikannya upah). Dan عَلَى كَذَا, أَعْطَاهُ أَجْرًا (membalasnya, memberinya pahala). Sedangkan الْنَهْ adalah ganti suatu amal ('iwaadhul-'amal wal-intifaa'), dan المُهْرَ juga berarti الْمُهُرَّ (maskawin), dan jamaknya') اللَهْرَة (maskawin), dan jamaknya')

Sedang ahli kitab yang beriman kepada Al-Qur'an dinyatakan, نَجْرُهُمْ مَرْتَيْنِ; pahala mereka dua kali lipat. (Q.S. Al-Qashash [28]: 54) arti selngkapnya berbunyi:

> "Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Qur'an, mereka beriman pula dengan Al-Qur'an itu. Dan apabila dibacakan (Al-Qur'an itu) kepada mereka, mereka "Kami beriman kepadanya: sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan(nya). Mereka diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebahagian dari apa yang telah Kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkatan yang tidak bermanfaat, mereka

berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (Q.S. Al-Qashash [28]: 52-55)

Adapun firman-Nya, وَإِنْ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. (Q.S. Al-Qalam [68]: 3)

Maksud *ajran* dalam Surat Al-Qalam tersebut adalah "pahala berupa beratnya beban pangkat kenabian"."

Ajrun berarti "upah". Misalnya, firman Allah Swt., غَلْ مَا أَشَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلاَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّجِدُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا . Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orangorang yang mengambil jalan kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 57)

Ujuur (أَجُونَ), berarti mahar. كا Sebagaimana firman-Nya, أَجُونَ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يَهُمُ السَّتَنَعْتُمْ بِهِ مِئْنَ فَاتُومُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 24)

### (أَجَلٌ) Ajalun

وَلِكُنِ أَمْهِ أَجِلُ فَإِذَا خِلَةُ الْمِنْهُ لِلْيُسْتَأْخِرُونَ شَاعَةً ,Firman-Nya dan bagi tiap-tiap umat mempunyai نولاً يَسْتَقْدِمُونَ batas waktu, maka apabila telah datang batas

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 15 hlm. 149

<sup>2</sup> Mengutip keterangan Ashgar Ali Engilner dalam bukunya "The Right of Women in Islam", yang di alih bahasakan oleh Farid Wajidi dan Ciçi Farkha Assegaf, beliau menjelaskan:

<sup>&</sup>quot;Penting untuk diketahui bahwa. Al-Qur'an tidak menggunakan kata mahr untuk maskawin, namun sering menggunakan dua istilah yakni shoduqaat dan ujuur. Kata أَجُوزُ, bentuk jamak dari أَجِرُ (harḥaḥ, upaḥ). "yang berarti "kejujuran", "ketulusan" مبدقة berakar dari سندنات Sedangan kata dan "persahabatan". Kata ini adalah yang paling tepat karena hubungan antara suami dan istri didasarkan atas kejujuran dan ketulusan. Maskawin yang diberikan kepada istri adalah hasil dari ketulusan dan cinta dan karena ito disebut shoduqqat. Namun kata kedua, ujuur, agak dikacaukan pengerbannya apakah Al-Qur'an menyatakan bahwa suami membayar upah kepada istri, dengan maskawin? tentu saja tidak, walaupun Al-Qur'an mengambil sebagian kata-kata dari ungkapan pra-Islam yang memasukkan pengertian baro ke dalamnya. Sedangkan *ujuur* umumnya digunakan untuk maskawin pada jaman pra-Islam. Al-Qur'an mengambil penggunaan kata in tetapi berusaha memberinya makna yang baru, kata shadugat sangat sugesti dalam hal ini. Enginer, Ashgar Ali, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Kata Pengantar. Djohan Effendi, Cel. Ke-2, Agustus 2000, LSPPA (Lemboga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak J., Yagyakarta, hlm. 87-88); Lihat juga, penjelasannya di dalam Surat Al-Maidah; 5-6 dan Surat Ath-Thalaq; 65: 62. Mu'jom Al-Wosiith, juz 1 bab alif him. 6.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 22; Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 6 maddah;

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif him. 6.



waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 34)

Keterangan

Perihal ayat tersebut, Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa أجن أ, adalah waktu yang ditentukan untuk hidup sesuai dengan ukurannya dan keberadaan sunnah-sunnah yang telah disusun oleh Sang Maha Pencipta. Selanjutnya, beliau membagi tafaz ajal ini menjadi dua hal, antara lain:

Pertama: Ajal bagi suatu umat yang telah dibangkitkan seorang rasul dari kalangan mereka dalam memberi petunjuk. Namun mereka menolaknya dengan mengedepankan kesombongannya, bahkan memintanya mukjizat-mukjizat. Maka kepada mereka mukjizat-mukjizat itu diberikan, dan bersamaan dengan itu pula diberikannya peringatan akan kehancuran manakala tidak beriman. Sebagaimana yang terjadi pada kaum 'Ad, Tsamud, Fir'aun dan lain sebagainya.

Kedua: Ajal yang ditentukan karena kehidupan bangsa-bangsa yang jaya menikmati kemerdekaan dan kedudukannya di tengahtengah bangsa lain. Sedang sebab keruntuhan dan kehancuran suatu umat adalah banyaknya petanggaran dan penentangan terhadap ayatayat Al-Qur'an, misalnya pelanggaran hak-hak asasi manusia, berlebihan dalam menggunakan karunia-Nya, banyaknya umat yang tenggelam dalam khurafat. kemusyrikan, pendustaan terhadap Allah dan lain sebagainya. Maka kerusakan semacam inilah yang disebut dengan "berubahnya kenikmatan menjadi azab". Lalu Allah mencabut kembali kenikmatan tersebut dan berubah menjadi masyarakat yang terjajah.<sup>2</sup>

Al-Ajal, adalah masa yang diumpamakan bagi sesuatu, yakni ukuran waktu yang telah ditentukan. Dan, قضى نوسى الأجان (Q.S.Al-Qashash [28]: 29) maka, *Qadhaa-ul-ajal*, kadang diartikan menetapkan masa, seperti Syu'aib a.s. menetapkan masa bagi Musa a.s. untuk mengabdi kepadanya, selama delapan tahun dengan masa pilihan selama dua tahun.<sup>1</sup>]

Kata *ajal* mempunyai beberapa makna, dan tergantung dari konteks ayat serta kata yang menjadi pasangannya(*idhafah*) di mana ia dimuat. Misalnya:

- Firman-Nya, وَلَوْ يُوَاجِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِطَلْبَهِمْ مَا مُرِكَ عَلَيْهَا مِنْ (Q.S. An-Nahl [16]: 61) maka, al-ajalul-musamma, berarti hari kiamat.<sup>21</sup>
- Firman-Nya, إِلَى أَجْلِ مُسَتَّى ثَمْ مَعِلَيْنَا إِلَى (Q.S. Al-Hajj [22]: 33) bahwa Alajalu musamma maksudnya ialah waktu yang ditentukan untuk menyembelih binatang hadyu.<sup>3</sup>
- 3) Firman-Nya, وَمُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مَسَمَّى ثُمُ (Q.S. Al-Hajj [22]: 5) bahwa alajalun musamma berarti masa melahirkan. الله عنها المناطقة ا
- 4) Firman-Nya, بَيْنِيَوْمِ أَجِلَتْ (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 12) bahwa *ujjilat*, berarti diakhirkan dan ditunda. الله المسابق المسا

Adapun al-ajalain, secara harfiyah adalah dua masa, maksudnya masa yang paling panjang atau yang paling pendek. <sup>71</sup> Seperti yang ditunjukkan di dalam firman-Nya, فَأَلُو نَا فَلِكُ بَنِي وَبَيْنَكُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيْ (Q.S. Al-Qashash [28]: 28)

# (الأوحْبَانُ) Al-l<u>h</u>baaru

Firman-Nya, إِنَّ كُثِيرًا مِنَ الْخُمَبَارِ وَالرَّمَبَانِ لَيَأَكُلُونَ Sesungguhnya : أَمُوالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَبَمْنَدُونَ عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. (Q.S. At-Taubah [9]: 34)

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid, 3 juz 6 hlm. 67.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid, 3 juz 6 hlm. 67.

<sup>1.</sup> Ibid., jilid 3 juz 7 hlm. 67.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juž 14 hlm. 95.

<sup>3 /</sup>bid, jilid 6 juz 17 hlm. 108

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 87.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 179.

<sup>6.</sup> Ibnu Manzhur, Lisoonuf Arab, jilid 12 hlm. 11 maddah J - i

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 7 juz 20 hlm. 48



#### Keterangan

Al-i<u>h</u>baar adalah kata jamak dari <u>h</u>abrun atau <u>h</u>ibrun, yakni orang alim kalangan Yahudi. <sup>1</sup> Dan ihbaar pada ayat tersebut adalah salah satu perilaku buruk mereka yang diceritakan Qur'an. Sebagaimana tersebut di atas, kehadiran mereka adalah menghalangi manusia dari jalan Allah. **Baca** rahbaniy

# (أَحَدٌ) A<u>h</u>adun

Firman-Nya, قُلُ هُوَ اللَّهُ أَخَدٌ Katakanlah Allah itu Esa. (Q.S. Al-Ikhlaash [111]; 1)

Keterangan

Ar-Razi menjelaskan bahwa أخذ dalam ayat tersebut kedudukannya sebagai badal (ganti) dari lafaz Allah karena نخة bentuknya nakirah.21 Dan Allaahu ahad, menurut Az-Zamakhsyari seperti dia adalah Zaid seorang) مُوزِنَدٌ مُنْطَلِقٌ perkataan anda diri) yang seakan-akan dikatakan: perkara ini bahwasanya Dia Allah adalah satu bukan dua.31 lmam Al-Maragi menjelaskan bahwa أخذ , berasal dari وخني, yakni الواحد ("Esa", "satu"). Kata Ahad dalam susunan kalimat negatif (jumlah manfiyah) bersifat umum, meliputi mudzakkar, mu'annats, satu atau banyak.4 Kata ahadun dalam Surat Al-Ikhlash tersebut merupakan penjelasan tentang sifat yang menunjukkan bahwa Dia itu "Esa" (ahad), Dan ke-Esaan Allah, dinyatakan pada ayat sesudahnya yang berbunyi, "Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". (Q.S. Al-Ikhlaash [112]: 4)

Yakni, kata *Ahad* tersebut berarti satu, tidak banyak. Maksudnya, Zat-Nya Satu. Allah tidak terdiri dari unsur-unsur kebendaan yang beraneka ragam, dan bukan terdiri dari bahan pokok lainnya. <sup>51</sup>

1. *tbid*, plid 4 juz 10 hlm. 106.

Imam Ar-Raghib menjelaskan bahwa kata Ahadun, dipakai untuk dua hal, yakni untuk nafiy (peniadaan) dan untuk itsbaat (penetapan).11 Imam As-Suyuthi<sup>2]</sup> menjelaskan di dalam kitabnya, Al-Itgaan, bahwa kata أخد mempunyai kekhususan dibandingkan dengan kata واحدٌ, maka kata رئيس في الدَّار واحدٌ "maka kata , maka kata ,dapat dimaksudkan dengan binatang melata واحدً burung-burung, unggas dan juga manusia pada umumnya. Perbedaan ini tampak jelas bila pada struktur أَحَدُ maka بُنِينَ فِي النَّارِ أَحَدُّ pada struktur kalimat ini maksudnya tidak lain ditujukan kepada anak Adam (الأَذَمي), dan tidap dapat ditujukan kepada selainnya. Di dalam kalam وَاحِدٌ (mempunyai dua arti, yakni: 1 أُحِدُ (Arab kata أُحِدُ (yang tunggal), dan 2) الأوّل (yang pertama kali), keduanya dipergunakan dalam hal menetapkan adanya sesuatu, dan menegaskan ketiadaannya (Q.S. قُلُ هُوَ اللَّهُ أَخَدٌ ، (Q.S. an-nafiy), seperti firman-Nya) قُلُ هُوَ اللَّهُ أَخَدٌ Al-Ikhlaash [111]: 1) yakni, واحدٌ (yang Esa). Sedangkan untuk arti al-awwal (yang pertama لِمَانِعَتُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَبُهِ ,kali) seperti firman-Nya Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, (Q.S. Al-Kahfi [18]: 19). Adapun letak perbedaan keduanya (فاحدٌ dan فاحدٌ) secara mencolok ketika berada pada struktur kalimat negatif (an-nafiy, meniadakan), misalnya anda mengatakan: مَا حَادَثِي ,(tak ada seorang pun yang datang kepadaku), من أخد dan di antara disebutkan pada sejumlah ayat, antara lain: Misalnya firman-Nya, قُلُنَ إِنِّي لَنْ يُجِيرُنِي مِنْ :Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali! الله أخدٌ kali tiada seorangpun yang dapat melindungiku dari (azab) Allah, ..." (Q.S. Al-Jin [72]: 22)

Dan, فَيُومَنِدُ لاَ يُعَرِّبُ عَدْاتِهُ أَحَدٌ maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksaan-Nya, (Q.S. Al-Fajr: 25)

Maksudnya kata ahadun yang tertera pada ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai penegasan atau pemantapan (Itsbaat), yang berarti "seorangpun", "sesuatu pun". 3]



<sup>2.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm 7 maddah; . - 1

<sup>3.</sup> Al-Kasyyaaf, juz 4 hlm. 298.

<sup>4.</sup> Tofsır Al-Moroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 275

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 264; Allaahu ahad, menurut Az-Zamakhsyari seperti perkaraan anda غورية أخلية (dia adalah zaid pergi seorang diri) yang seakan-akan dikatakan: perkara ini bahwasanya Dia Allah adalah satu bukan dua, Az-Zamakhsyari, Abi Qasim Jaarullah Mahmud bin (Umar al-Khawarizmiy, Al-Kasyyaraf 'an Ejaqaiqit-Tanzii wa 'Uyuunii Aqaawiii fii Wuyuuhit-Ta'wiil, Daar Al-Fikr (tt), juz 4 hlm. 298.

<sup>1</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufrodot Alfaazhil Qur'an, hlm. 7.

As-Suyuthi, Al-Hafizh Jalaluddin, Al-Itaoan fi 'Uluumi Qur'an, tahqiq: Abu Fadhi Ibrahim, Maktabafi al-'Ishriyah – Sudan- Beirut (1988M/1408H), juz 2 him. 143.



.Q.S. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَخَدِ عَنْهُ خَاجِزِينَ , Begitu juga وَلاَ نُصِيْنَ عَلَى أَخَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبْدًا , [69]: 48) Al-Haqqaah (69]: 48) (Q.S. At-Taubah [9]: 84)

#### (الأخزَابُ) Al-Ahzaab

Firman-Nya, جُنَدُ مَا مُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِنَ الْأَخْرَابِ suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan. (Q.S. Shaad [38]: 11)

Keterangan

Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa نجفب ialah kata dalam bentuk mufrad, sedang jamaknya ialah A<u>h</u>zaabun (نُخزَبُ). Dan Al-Ahzaab (انُخزَبُ) orang-orang yang berhimpun untuk menyakiti Nabi Muhammad saw. memporak-porandakan kekuatannya dan menghancurkan agamanya. <sup>11</sup>

# (أَحُصَبَا) A<u>h</u>sha

Firman-Nya, وَأَحْمَبُوا الْعِدَّةُ ...dan hitunglah waktu iddah itu. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 1)

Keterangan

Al-ihshaa' ialah hasil yang didapat dengan hitungan. Dan pada Surat Ibrahim, yang berbunyi:

. وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا مَا أَنْمُوهُ وَإِنْ تَعْنُوا بِعْمَةُ اللَّهِ لاَ تُحْمِنُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ تَطَلُّومُ كُفَّارٌ

"Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (Q.S. Ibrahim [14]: 34)

Maka, Laa tahushshuuhhaa: Kalian tidak mampu menghitungnya. الْإِخْصَاءُ, berarti menghitung dengan batu kecil. Dahulu orangorang Arab, sebagaimana juga kita, menggunakan jari-jemari dalam menghitung. <sup>2</sup>]

Firman-Nya, الْقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدُّهُمْ عَنُّا (Q.S. Maryam [19]: 94) Maka, *Ahshaahu*; menghitung dan meliputi mereka.<sup>3</sup>!

# (اَلْأَحْقَافُ) Al-Aħgaaf

Firman-Nya, وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْتَرْ فَوْمَهُ بِالْأَضْقَافِ Pan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 21)

Keterangan

pasir). Dan menurut الأخفاف Asal الأخفاف kalam Arab al-ahgaaf adalah kaum 'Aad. Demikian yang dikatakan oleh Al-Farra'<sup>1]</sup> Imam adalah lafaz الأَحْفَافُ adalah lafaz berbentuk jamak, dan bentuk mufradnya adalah yakni huruf *gaf* dikasrahkan حَمْنَتُ atau حَمْنَتُ atau disukunkan, yang di maksud di sini adalah padang pasir yang membentang dan tinggi yang berbelok-belok, Namun, ia dipergunakan untuk menyebut sebuah lembah yang terletak antara Oman dan Mahrah yang didiami oleh kaum 'Aad. Di mana mereka adalah kaum yang bekerja keras dan gemar melakukan perjalanan di musim semi. Apabila pepohonan telah rimbun, maka merekapun kembali ke kampung halamannya. Mereka termasuk kabilah Iram.<sup>2</sup>

# (أَحْوَى) A<u>h</u>waa

Firman-Nya, هُجَعَلَهُ غُنَاءُ أَخْوَى lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kehitam-hitaman. (Q.S. Al-A'laaa [87]: 5)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa أخوى adalah kehitam-hitaman warnanya. Dzurrumah mengatakan:

لَّيَاءٌ فِي شَفَتَهُمَا خُوَةٌ لَعُسَّ

وفي ألثَّات وفي أَنْبَابِهَا شَنْتُ

"Bibir kehitam-hitaman ada pada bibir bagian bawah, warna gusinya kehitamhitaman, (namun) giginya putih bersih".<sup>3</sup>

#### (اخْتلافا) lkhtilaaf

آفَلَايَقَدَبُرُونَ الْفُرَانَ وَلُوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللهِ. Firman-Nya نَوْجَدُوا فِيْهِ إِخْبِرُهَا كَفِيْرًا Kalau begitu, apakah mereka : نُوْجَدُوا فِيْهِ إِخْبِرُهَا كَفِيْرًا tidak mau bertadabbur akan Al-Qur'an? Karena

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 66; lihat Mu<u>h</u>taarush-Shii<u>lh</u>aah, hlm. 133 maddah; براية

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 155; Mu'jam Mufradot Alfaazhii Our'an, hlm. 120.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 85.

ع ن ف Lisaanul 'Arab, jilid 9 hlm. 52 maddah ع ن ف

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., µiid 9 juz 26 hlm. 28 Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa hampir tidak dipergunakan kata al-lguqbu dan al-lguqba basalan dimaksudkan sebagai kata yang selalu mengiringi masa demi masa dan membuntutinya. Lihat, Al-Kasysyad 'an Haqaa-iqit-Ta'wit wa 'Uyuunil-Aqaawit fit Wujuuhit-Ta'wit, Daar al-Fikr (n) juz 4 hlm. 209.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm, 120.



jika adalah isi dari sisi yang lain dari Allah, niscaya mereka dapati padanya perselisihan yang banyak.(Q.S. An-Nisa' [4]: 82)

Keterangan

Ikhtilaaf adalah bentuk masdar dari: نَعْنَكُ اِخْتِلاقًا, "menyalahi", "bertentangan". Ayat tersebut hendak menegaskan bahwa di dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya tidak ada yang bertentangan sama sekali.

# (أَخَذُ) Akhadza

Firman-Nya, فَإِذَا انْسَلَغُ الْغُمْرُ الْخُرُمُ فَاقْتُلُوا الْشَرِكِينَ وَخِنْتُمُوهُمْ وَخُنُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مُرْصَبِ خَيْثُ وَخِنْتُمُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مُرْصَبِ خَيْثُ عُرِيعًا Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. (Q.S. At-Taubah [9]: 5)

Keterangan

Asak al-ukhdzu adalah 'memperoleh sesuatu dengan tangan'. Dan خُذُوْهُمْ, maksudnya "tangkaplah mereka sebagai tawanan". Yang demikian itu dikarenakan kata الأخذ, dimaksudkan dengan artinya "tawanan". 1]

Atau dengan kata lain al-akhadzu digunakan pula dalam hal yang bersifat maknawi, seperti mengambil sumpah atau janji, dan digunakan pula dalam arti menghancurkan. أَ Sebagaimana firman-Nya, وَأَخْذُ النَّذِينَ طَلْمُوا الصَّيْحُةُ فَأَصَبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. (Q.S. Huud [11]: 67)

Di dalam Mu'jam disebutkan: – أَخَذُ الشَّيْنَ الْمُتَاوِّلُهُ أَنْ الْمُثَاوِلُهُ أَنْ الْمُثَاوِلُهُ أَنْ الْمُثَاوِلُهُ , yakni haazahu wa hashalahu (menghasilkannya). Dan نَاوِلُهُ أَخَذُ (memperoleh) seperti dikatakan: نَاوِلُهُ الْمُقَا (kami mendapatkan harta). Dan أَنْفُولُهُ إِنْ (menerimanya). Dan غَنِهُ أَنْ (menghalanginya). Dan غَنِهُ (menghalanginya). Dan غَنْهُ (menyiksanya). Dan غَاقِبُهُ أَنْهُ (memeranginya). Dan غَاقِبُهُ أَسْرَهُ (memeranginya). Dan غَاقِبُهُ أَنْهُ (menawannya). Dan غَنْهُ (menawannya). Dan غَنْهُ أَنْهُ الْهُ الْهُ

(mengalahkannya). Dan أَخَذُ, juga berarti أَمْسَكَ بِهِ (memegangnya, mengurusinya). أ

1) Akhadza, berarti "mengazab", "menyiksa". Misalnya: الْمُعَدِّرُوا فَأَخَدُهُمُ اللهُ lalu mereka kafir; maka Allah mengazab mereka. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 22); begitu juga firman-Nya, فَعَمَوْا رَسُول رَبِّهُمُ أَخَدُهُ رَابِيهُ Maka masing-masing mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 10); Dan firman-Nya, النَّعُنُو الْمِثْنَا إِنْ نُسِينًا أَوْ أَخْطَنًا وَلَا الْمُطْعِلُمُ مِا الْمُعَالِينَ الْمِنْانِ الْمُطَاعِلُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

Begitu juga firman-Nya, نَفَنُنَا اَمْلَيَا بِالْبَأْسَاءِ Kami timpakan kepada والصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَصَّرُّعُونَ penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dan merendah diri. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 94)

Dan firman-Nya, فَأَخْتَهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَمْبَهُوا نَّ الرَّجُفَةُ فَأَمْبَهُوا نَّ الرَّجُفَةُ فَأَمْبَهُوا نَّ الرَّجُمَّةُ خَاتِينَ نَارِهُمْ جَاتِينَ gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. (Q.S. Al-A'raaf; 7: 91)

Akhadza, berarti "mengambil", menjadikannya sebagai sesembahan, misalnya: هَوُلاَءٍ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالهَهُ لَوْلاً يَأْتُونَ عَلَهُمْ بِسُلْطَانِ بَيْنِ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 15) maka akhadza, berarti mengukir, dan: ittakhadzuu min duunihi aalihatan, yakni mereka mengukir patungpatung, lalu disembahnya. أَشْخَدُوا Begitu juga: وَشَخَدُوا إِلاَ إِيْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَنْتَجِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 50) أَوْلِيْاءَ مِنْ دُوتِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٍّ bahwa a-fa-tattakhidzuunahuu: apakah kamu mengambil Iblis sebagai pemimpin. Huruf Hamzah (apakah), dalam susunan seperti ini adalah untuk menyatakan tidak setuju dan heran terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu.4

<sup>1 /</sup>bid, jilid 4 juz 10 hlm, 57

<sup>2.</sup> Ibid, plid 4 juz 12 hlm. 55.

<sup>1</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 8.

<sup>2</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 1 juz 3 hlm. 83.

<sup>3.</sup> Ibid., jilid 5 juz 15 hlm. 124.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 160.



- 3) Akhadza, berarti "menguasai". Misalnya: الله إله إله إله إله أو العي القنوم لا تأخذه سنة ولا نوم له (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255) yakni, Allah tidak dikalahkan dengan mengantuk dan tidak juga dikalahkan dengan tidur.
- 4) Akhadza, berarti "menyerahkan". Misalnya: رَبُ Akhadza, berarti "menyerahkan". Misalnya: رَبُ اللهُ وَالْمُوفَاتُجْدَهُ وَكِيلًا (Q.S. Al-Muzammil [73]: 9) bahwa fattakhidzhu wakiilaa: serahkan kepada-Nya segala urusan. <sup>2</sup>
- Akhadza, berarti "memegang". Misalnya: وَاخْذَ بِرَاسِ اخْبِهِ بِجَرَّهُ الله Musa memegang kepala (rambut) saudaranya sambil menarik ke arahnya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 150)
- 6) Akhadza, berarti, "bersiap sedia". Misalnya: bersiap-siaplah kamu (Q.S An-Nisa' [4]: 71) yakni, berjaga-jagalah (dalam peperangan) dan majulah secara berkelompok atau sekaligus.
- 7) Akhadza, berarti "mencabut". Misalnya: ن اَخْدَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَخْتَمَ عَلَى فَلُوبِكُمْ شاركُمْ وَخْتَمَ عَلَى فَلُوبِكُمْ ...jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, (Q.S. Al-An'am [6]: 46) yakni, ditutup hatinya dan tidak diberi petunjuk bagi yang tidak memfungsikan pendengaran dan penglihatannya.

وإذ قُلنا للملائكة اسْتَجَدُوا لأَدَمَ Adapun firman-Nya, وإذ قُلنا للملائكة اسْتَجَدُوا لاَدَمَ فَقَسْقَ عَن أمر رَبِّهِ افْتَتَحَدُونَهُ وَذُرِنْتُهُ قسجَدُوا إلاَّ اللّهِ اللّهِ كَانُ مِن الْجِنَ فَقَسْقَ عَن أمر رَبِّهِ افْتَتَحَدُونَهُ وَذُرِنْتُهُ (Q.S. Al-Kahfi أُولِيَاءُ مِن دُونِي وَهُمَ لَكُمْ عَدُونٌ بِنْس لِلطَّالِينَ يَدَلاً (30] [18]

Ungkapan A-fa-tattakhidzuunahuu: apakah kamu mengambil Iblis sebagai pemimpin?. Hamzah dalam istifham (kata tanya, "apakah"), dalam susunan seperti ini adalah untuk menyatakan tidak setuju dan heran terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu.<sup>31</sup>

# (ٱلْأُخُدُوْدُ) Al-Ukhduud

Firman-Nya, قطر أصحابُ الأخدُود: Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit. (Q.S. Al-Buruuj [85]: 4)

Keterangan

Al-Ukhduud adalah belahan tanah yang berlubang serta memanjang seperti sebuah parit. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa فنل منطاب الأفناود, adalah uslub jawab qasam yang mengandung unsur doa, yakni "mudah-mudahan Allah membinasakan dan melaknat pemilik ukhdud. Mereka telah menggali tanah sebagai parit, di dalamnya mereka menyalakan api untuk memanggang orang-orang mukmin". <sup>1]</sup>

Imam Ash-Shabuni mengisahkannya secara ringkas sebagaimana riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim:

Bahwa seorang raja yang kafir dan zalim sedang penduduknya Islam dipaksa menjadi meninggalkan agamanya (menjadi kafir, murtad dari Islam) maka raja memerintahkan untuk membuat ukhdud dengan bentuknya yang terbuka lebar (menganga) dan ke dalamnya dibentuk menyempit sekaligus sebagai tempat Kemudian memerintahkan menyalakan api, penjaga (polisi raja) dan laskarnya dan membawa tiap-tiap mukmin dan mukminat untuk dipanggang di atasnya. Maka orang yang tidak mau kembali ke agama semula dilemparkannya ke bara api tersebut, sampai giliran seorang ibu beserta anaknya yang masih bayi. Maka ibunya menenggelamkan dirinya beserta anaknya. lalu tiba-tiba anaknya berkata: Wahai ibu, bersabarlah!, karena engkau berada di jalan yang hag.21

# (أخُ) Akhun

Firman-Nya, الأمب اثنت وأخوك باياتي: Pergilah kamu dan saudara dengan membawa ayat-ayat-Ku... (Q.S. Thaaha [20]: 42)

Keterangan

Al-akhu adalah orang yang bersama anda, satu darah daging, satu kandungan. Atau juga berarti teman (ash-shadiiq). Di dalam mitsil dikatakan: انْ أَحَاكُ مَنْ أَمَاكُ, "sesungguhnya saudara anda adalah orang yang sayang kepada anda."

Kata akhun atau ikhwan yang tertera di sejumlah ayat: a) yang berarti "kaum", misalnya إخُوانُ لُوَطِ: Kaum Luth. (Q.S. 50: 13) yakni orang-orang yang berada di sekitar Nabi Luth,

<sup>1 /</sup>brd, plid 1 juz 3 hlm. 11.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm 110.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, plid 5 juz 15 hlm 160.

<sup>1</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 19 hlm 284.

<sup>2.</sup> Shafwaatu:-Tafaasur, jilid 3 hlm. 540; penjelasan kisah di atas tertera pula di dalam Al-Kasyyoof, juz 4 hlm. 238

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alrl hlm. 9.



yang pernah hidup bersamanya. Begitu pula 👪 ale: kaum 'Aad (Q.S. 46: 21) yakni suatu kaum yang berada di Al-Ahqaf. b) akhun yang berarti "saudara", misalnya: اخوان الشياطن: Saudarasaudara setan. (Q.S. Al-Israa' [17]: 27) yakni, orang-orang yang berteman dengan setan. Begitu juga: اخوة يوسف: Saudara-saudara Yusuf. (Q.S. Yusuf [12]: 58); dan: يَاجَ لَكُم مِن أَبِيكِم: Saudaramu yang se-ayah (Bunyamin). (Q.S. Yusuf [12]: 59) maksudnya saudara dalam susuan, darah daging yang disebut dengan keluarga. c) akhun yang berarti "teman". Misalnya:kata اخيه yang tertera di dalam firman-Nya, وقال موسى لأخيه هازون: Dan berkata Musa kepada saudara, yaitu Harun. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 142) yakni shadiiquhu (teman seperjuangan dan seakidah, yakni Harun a.s.); begitu juga: يوم بقرُ المَرْءُ من أخيه Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. (Q.S. 80; 34) yakni saudara sekandung, sebagaimana diperkuat dengan ayat selanjutnya. Yakni, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. (Ayat ke : إِذَ قَالَ لَهُمَ اخُوهُمْ نُوخُ أَلَا تَتَقُونَ . 35-36); dan firman-Nya Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?". (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 106)

Perihal ayat yang tersebut dalam Surat Asy-Syu'araa': 106, Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa غوفة. adalah saudara mereka di dalam negeri dan tempat tinggal, bukan di dalam agama dan keturunan. Karena Luth adalah anak saudara Ibrahim dari Babilonia. Akhuuhum juga berarti saudara senasab; seperti dikatakan: له المعالفة , dan المعالفة , yang maksudnya "wahai salah seorang di antara mereka". Al-Humasi mengatakan:

لا بسنلون اخاهم حين ينديهم

ق انتابيات على ما قال برهانا

"Mereka tidak meminta bukti dari saudara mereka atas apa-apa yang telah dianjurkannya, sewaktu ia menyeru mereka menolong orang-orang yang tertimpa mala petaka". '

Dan saudara dalam agama dinyatakan, الْمُومَنُونَ اِخُودٌ فَأَصَلَحُوا بِينَ احْوَبُكُمُ Sesungguhnya orangorang mukmin adalah *bersaudara* karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu ... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 10)

Selanjutnya dijelaskan bahwa باخوة, adalah "saudara-saudara menurut hubungan pernasaban". Sedang الأمخوان, ialah "saudarasaudara dalam persahabatan". Kedua kata tersebut adalah jamak dari kata غن Persaudaraan di dalam agama dianggap sebagai persaudaraan dalam nasab, sehingga seolah-olah Islam adalah ayah mereka. Seorang penyair mengatakan:

> أبيَ الإسلامُ لا أب لي سِوَاهُ إذَا افْتَحَرُوا بِقَيْسِ وَتُمَيْمِ

"Ayahku adalah Islam; aku tidak mempunyai ayah selain dia; apabila mereka membanggakan Qais dan Tamim". <sup>1</sup>

# (اختلاقُ) lkhtilaaq

Al-Ikhtilaaq adalah bentuk masdar, dari اختلق-يخْتَلق-اخْتلانا, "Kedustaan yang diada-adakan". Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, عما سمخنا بهذا في اللّله الأخرة إن مذا الا اختلاق Kami tidak mendengar hal ini pada agama yang terakhir; ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan. (Q.S. Shaad [38]: 7)

Ayat tersebut merupakan sisi penolakan yang bermula dari ketak juban lantaran Muhammad saw. menyeru hanya menyembah Tuhan Yang Esa saja. (Q.S. Shaad [38]: 5). Terhadap ayat di atas, A. Hassan dalam tafsirnya menjelaskan, keesaan Tuhan yang diomongkan oleh Muhammad itu tidak pernah kita dengar di agama yang akhir, yaitu agama Kristen, karena agama itu mengatakan Tuhan tiga. Agama keesaan Tuhan ini tidak lain melainkan bikinan Muhammad sendiri. <sup>3</sup>

Sebenarnya ungkapan ikhtilaaq yang ditujukan kepada Muhammad hanya menutupi kepalsuan mereka sendiri, karena para nabi dan

<sup>1</sup> Al Waraghi, Op Cit., alid 7 jur 19 him 80 i terishdab him an Nya المن (Q.S. Al Arad), 7 84]. Imani Az Zarkasa intrinadasan antara منافعة و المنافعة المنا

<sup>=</sup> Syufaih ais tidak dikatakan ட்ட, yang berarti Nabi Syufaib Gakecoalikan dari kaomnyajtidak termasuk yang disiksa). Uhat, Al-Burbon fi Wivonii Qorfon, juz 1 hlm 161-162 lihat, surat Al-'Ankabuut ayat 36 dan surat Hono ayat 83

<sup>1.</sup> io:d., jihd 9 jaz 26 hlm. 130

<sup>2.</sup> Ibid, jakd 8 juž 23 hlm. 95.

<sup>3.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgon, catatan kakung 3341 him. 889.



rasul Tuhan dalam risalahnya hanya memerintah menyembah Allah saja dan tidak boleh menyekutukan-Nya, tak terkecuali Isa a.s.

# (أُخُرُ) Akhara

Firman-Nya, وَلاَ تَحْسَنُ اللهُ عَافِلًا مَعْالِحُمْنَا لِعَمْلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا أَنْ فَيَهِ الْأَبْصَارُ dan janganlah sekalikali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. (Q.S. Ibrahim [14]:

#### Keterangan

Di dalam *Mu'jam* dinyatakan: اَخْرُوتَاْجُرَائِشَيْنَ Berarti *al-mii'ad* (tempat yang telah janji), dan juga berarti ditentukan masanya (*ajjalahu*). ال

Berikut makna kata *akhkhara* yang tertera di sejumlah ayat

- Akhhara, berarti "menangguhkan". Misalnya: وَلَنْ يُؤْخِرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. (Q.S. Al-Munafiqun [63]: 11)
- Akkhara berarti "mundur". Misalnya: بَنْ شَاء (yaitu) bagi siapa yang berkehendak akan maju atau mundur. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 37)

Yang dimaksud dengan "maju", ialah menerima peringatan. Dan yang dimaksud dengan "mundur", ialah tidak mau menerima peringatan.<sup>2</sup>]

3) Akkhara berarti "malas". Misalnya: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا (Q.S. Al-Infithaar [82]: 5) bahwa Maa akhkharat: yang dilalaikan. Yaitu amal baik yang dikerjakan dengan bermalas-malasan. 3]

ولُقَدْ عَلِمَنَا الْمُنتَقْدِمِينَ مِنكُمْ: Sedangkan firman-Nya: ولُقَدْ عَلِمْنَا اللَّسْتَأْجِرِينَ (Q.S. Al-Hijr [15]: 24) bahwa almusta'khiriin; orang-orang yang masih hidup. 4)

Adapun الافز adalah salah satu dari dua hal dari jenis yang sama, artinya "yang lain". <sup>51</sup> Sedang الأخبرين; kata bentuk jamak, yang menunjukkan kumpulan orang-orang, kelompok atau suatu kaum. Yang berarti "orang-orang yang lain". Kata akhar, ukhra, akhariin menunjukkan makna "yang lain". Misalnya: غُمْ دَمَوْنَا الْخَوْمِنَ : Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 136) Yaitu mereka yang tinggal di kota yang tidak ikut bersama Luth a.s."

Begitu juga kata *Qurnan Aakhariina*, yang menyifati suatu generasi, yang berarti generasi yang lain, misalnya: قَافَلَكُنَاهُمْ بِذُنْوَبِهُ وَالْفَاقَاءِ بَنْ بَعْدِهِمْ قَرْتُا Kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. (Q.S. Al-An'aam [6]: 6)

Akhar dimaksudkan dengan menjelaskan salah satu dari kedua orang, misalnya: إِذْ فَرَبًا فُرْبَانَا اللهُ مُرَبًا فُرْبَانَا وَاللهُ اللهُ الل

Kata akhar dalam menyifati tuhan selain Allah, misalnya Ilaahan Aakhar berarti, tuhan yang lain, sebagaimana tertera dalam bunyi وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِنْهَا مَاخَرَ لاَ يُرَهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَائِهُ : ayat: ai: Barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 118) (Q.S. Al-Furgan [25]: 68) (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 213) Dan begitu juga dengan kata ukhraa, yang berarti "yang lain". Sebagaimana firman-Nya: أَبْتُكُمْ لَتُشْهَدُونَ أَنَّ مَمَ اللَّهِ ءَالِهَةً أخرى: Apakah kamu sesungguhnya mengakui ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah? (Q.S. Al-An'am [6]: 19)

Adapun اَنْخِرَةُ لَيْنَ الْخُرِةُ لَيْنَ أَلْخُرُةُ لَيْنَ الْخُرَةُ مِنَ دَارُالْقُرَارِ Ad-'Ankabuut [29]: 64); begitu juga firman-Nya, نَوْلُنُ الْخُرَةُ هِيْ دَارُ الْفُرَارِ Sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 39)

Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no 1288 hlm



<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 8.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1530 hlm.

٠.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 63.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juž 14 hlm. 16.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 8.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Di dalam *Mu'jam* dijelaskan bahwa *alakhiir* adalah yang akhir dari segala sesuatu. <sup>11</sup> *Alaakhirah* adalah lawan dari *al-Uulay*, yakni rumah kehidupan setelah kematian. Dan *al-muakhkhar* adalah akhir sesuatu dari makhluk. Dikatakan: مُؤَخَرُ الشَّهُمَانَةُ (kapal yang telah usang). <sup>21</sup>

# (الأخرُ) Al-Akhir

Al-Akhir (انْجَخِر) ialah salah satu dari asma Allah, artinya Yang Maha Kekal, setelah binasa semua yang ada. <sup>3</sup> Sebagaimana firman-Nya, هُوْ الْأَوْلُ وَالْجَرْ وَالطَّامِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathín; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 3)

# (الْأَخْسَرُونَ) Al-Akhsaruun

Firman-Nya, أُولِئِكُ النَّذِينَ لَهُمَ سُوءَ الْعَدَابِ وَهُمْ فِي الْمُعْسِرُونَ الْخَسرُونَ الْخَسرُونَ Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. (Q.S. An-Naml [27]: 5)

### Keterangan

Kata akhsaruun adalah isim tafdhil, "kata yang menunjukkan arti lebih". Maka akhsaruun berarti "yang paling merugi". Al-Akhsaruun yang tertera pada ayat tersebut ialah mereka yang tidak mendapat pahala tetapi terus menerus dalam azab. 4 Kategori mereka itu, dijelaskan dalam ayat sebelumnya, "Mereka yang memandang baik perbuatannya, yang pada hakekatnya berada dalam kesesatan." (Q.S. An-Naml [27]: 4). Yakni, mereka yang amal ibadahnya dihiasi oleh setan dengan bentuk ghuruur, "tertipu", misalnya: وَالْمُعَافِيْ اللهِ الْعَرُوْدِ (Q.S. Luqman [31]: 33) dan عَرُفَهُ فِي اللهِ الْعَرُوْدِ (Q.S. Ali Imran [3]: 24). Baca Khasara.

# (إداً) Iddan

Firman-Nya, إِنَّهُ مَنْ جِنْتُمْ هَيْنَا إِنَّا Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat munkar. (Q.S. Maryam [19]: 89)

#### Keterangan

lmam Al-Maragi menjelaskan bahwa الأذ dengan dikasrahkan atau difathahkan, adalah Perkara yang mungkar (al-munkaarul-'azhiim). Dan غَيْنِ الْمَرْوَاتَّقِي الْمَرْوَاتَقِي , yakni perkara itu memberati diriku. أَذِي الْمُرُواتَقِي , yakni perkara itu memberati diriku. أَذِي الْمُرُواتَقِي , yakni perkara itu memberati diriku. أَذِي الْمُرُواتَقِي , yakni perkara itu memberati diriku. أَنَّ Dan perkara munkar(iddan) yang dimaksud adalah menetapkan bahwa Allah mempunyai anak. Arti selengkapnya: Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak", Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwakan bahwa Allah mempunyai anak. (Q.S. Maryam [19]: 88-91).

# (أَخُلُدَ) Akhlada

Firman-Nya, وَلَكِنُهُ أَخْلَتُ إِلَى الْأَرْضِ: Tetapí dia cenderung kepada dunia. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 176)

Keterangan

Akhlada ilal-ardhi maksudnya cenderung dan condong kepada dunia.<sup>21</sup> Dan firman-Nya, نيختنب أنَّ مالهُ آخَلَيْهُ dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, (Q.S. Al-Humazah [104]: 3) Maka, Akhladahu, maksudnya, menjaminnya bisa hidup langgeng dan kekal di dunia.<sup>31</sup> Baca Kalbun.

# (أَذَ) Adda

Firman Allah Swt., وَمِثْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لاَيْوَيَهِ ...dan di antara mereka (Ahlu Kitab) ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 75)

#### Keterangan

Didalam Mu'jam dinyatakan: رَادُ الشَيْنِ (menegakkannya). Dan قَامَ بِهِ أَلَّ الشَيْنِ (berarti (menyelesaikannya). Dan قَامَ الله الله (menghubungkan kepadanya) Berarti "menyerahkan", "membebaskan". Sebagaimana firman-Nya, الله الله (dan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif him. 9.

<sup>2</sup> Ibid, juz 1 bab alif hlm, 8, 9.

<sup>3</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılıd, 9 yüz 27 hlm. 170.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 112

<sup>1.</sup> Ibid., jilid 6 juz 16 film. 85.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 106.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 237; Az-Zamakhsyari menjelaskan okhlodohu wa khalado dengan makna thowwalali-Moot omalohu wa manachul-amaanyal-ba'iidimengangan-angankan harta dan cita-citanya dengan angan-angan yang jauh) sehingga menjadikannya lengah dan beranggapan bahwa harta benda dapat bertahan kekal bersamanya di dunia dan tidak akan mati. Lihat, ol-Kosyspaof, juz 4 hlm. 283.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 10



(bani Isra'il yang kamu perbudak)... (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 18)

### (أَذْرَا) Adraa

Firman-Nya, فَل لُو شَاءَ اللَّهُ مَا عَلَوْتَهُ عَلَيْكُمْ وَلا اَذَرَاكُمْ مِنْ قَبْلَهِ أَقَلا تَعْقَلُونَ
Katakanlah: "Jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya kepadamu". Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya?" (Q.S. Yunus [10]: 16)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Ad-Diraayah adalah pengetahuan yang didapat dengan cara memasang telinga untuk mendengarkan, dikatakan: دريةة ودرية (mengerti, memahami). أ Atau dikatakan: مريةة ودرية بعرية, artinya saya mengetahui. ا

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa setiap tempat di dalam Al-Qur'an disebutkan kata *wamaa adraaka*, maka selalu diikuti penjelasannya. Misalnya: هما أدباك ما سجيرُ Maka penjelasannya: كنائما قوم \* وبليوميد للمكذبين \* الذين يكذبون بيوم الدين \* ومايكذب به الأكل مُعتد اليم \* إذا تنلي عليه ءاياننا وَمَا :(Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 8-12) قال اساطير الأوّلين كُذَبِتَ تُمُوذُ وَعَادِ :Maka penjelasannya . أَدْرَاكُ مَا الْحَافَّةُ . وما أدراك ما سقر (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 3-4) بالقارعة Maka penjelasannya: كَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وما أدراك ما . (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 27-30) عشر وَبْنَ يَوْمَنَدُ لُلَمْكُذَيِنَ \* أَلَم :Maka penjelasannya . يَوْمُ الفَصِلُ -Q.S. Al) فَهِلْكَ التَّوْلِينَ \* ثُمْ يَتْبِعُهُمْ التَّخْرِينَ \* كَذَلْكَ نَفَعَلَ بِالمُجرِمِينَ Mursalaat [77]: 14-17); dan setiap tempat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan kata wamaa yudriika, maka tidak diikuti penjelasannya, Q.S. Al-Ahzab) وما يُدرنك لعل الساعة تكونَ قربيا: misalnya: [33]: 63); وما يُدرنك لعله بزكي (Q.S. 'Abasa [80]: 3). أ

#### (ادَارُكَ) Iddaaraka

بل ادارك علمَهُم في ألأخرة بلن هُم في شك منّها .Firman-Nya (...:[27] بل هُم مَنها عمُون (Q.S. An-Naml

Keterangan

Iddaaraka, yakni melebih-lebihkan pengetahuan (sok tahu) tentang persoalan akhirat (takaamala wasta<u>h</u>kama 'alaihim bi-

ahwaliha). Redaksi tersebut sekaligus sebagai ejekan (tahakkum) kepada mereka karena kebodohannya.<sup>11</sup>

# (أَدُعِيَاءُ) 'Ad'iyaa

Firman-Nya, وما جعل انعيادكم أبناءكم ....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), (Q.S. Al-Ahzab [33]: 4)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa adalah kata jamak dari دعيانكم، yakni seorang yang membanggakan seorang anak yang bukan anaknya sendiri. yang dikenal dengan النيني, sebagaimana yang berlaku pada jaman jahiliyah lalu dihapusnya praktek demikian itu dalam agama Islam. Di dalam Lisaanul-'Arab disebutkan adalah anak yang disandarkan kepada yang الداعي dengan kasrah الدعوة dengan kasrah dal-nya) adalah pengakuan anak angkat (alwaladud daa'iy) yang bukan anaknya sendiri. dengan fathah الدعوة (dengan fathah dal-nya) adalah undangan untuk menikmati hidangan (resepsi), dan ad-di'watu (dengan kasrah dal-nya) berarti sesuatu yang disandarkan kepada keturunan.41

# (أذني) Adna

Firman-Nya, نلك ادن ان يُعرفن: yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59) **Baca**: *Yudniina*.

Keterangan

imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa عنى adalah bentuk af'aalut-tafdhil, maknanya aqrabu (lebih dekat, lebih menghampiri). Kata tersebut diambil dari ad-dunuwwu, maknanya al-qarbu (dekat). Dikatakan, ادان منه, berarti dekatkanlah kepadaku (qarrabnii minhu).

Adnal-ardha, yang tertera di dalam firman-Nya, في أدنى الأرض وقم من بغد غليم سيغلبون (Q.S. Ar-Ruum [30]: 2) adalah kawasan yang dekat dengan negara Romawi. Penilaian dekat di sini dipandang

<sup>3. 4</sup>ord, jihd 2 hlm. 375.



<sup>1.</sup> Mer'jam Mufadat Alfaozhil Qur'an, him. 170.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maragin jilid 4 juz 8 hlm. 79.

<sup>3</sup> Ar-Raghib. Op. Cit., hlm 170

t. Shafwatul Bayan li Ma'anil Qur'anul Karım, him. 383

Ash-Shabumi Tofsir Ahkom, jihid 2 hlm. 252.



dari penduduk negeri Mekah, yang khitab ayat ini ditujukan kepada mereka. <sup>11</sup>

Adapun ad-dunya, di dalam surat Ash-Shaffaat ayat 6 (بِنَا رَبُنَا السَمَاء الدُنيا بَرَيْنَة الكواكِب) Al-Maragi menjelaskan bahwa ad-dunya, adalah bentuk mu'annats dari al-adna. Maksudnya, langit yang terdekat kepada penduduk bumi ini.<sup>21</sup>

# (أَدُهَى) Ad-ha

Firman-Nya, والساعة أدهى وأمز dan kiamat itu *lebih dasyat* dan lebih pahit. (Q.S. Al-Qamar [54]: 46)

#### Keterangan

النفي, artinya "lebih besar kedahsyatannya". Yakni, hal yang mengerikan, di mana seseorang tidak tahu lagi jalan untuk menyelamatkan diri dari padanya. Orang mengatakan, اوهناه أمن كذا , artinya "dia ditimpa kedahsyatan seperti itu". "I Gambaran kedahsyatan kiamat dinyatakan juga: Di hari yang kamu akan lihat seorang ibu yang menyusui lupa dengan anaknya, dan tiap-tiap yang mengandung telah gugur kandungannya. Mereka terlihat mabuk padahal tidak mabuk, namun lantaran siksa Allah yang sangat keras (Q.S. Al-Hajj [22]: 2)

#### (أذاة) Adaa-un

Firman-Nya, وَأَدَاهُ إِلَيْهُ بِاحْسَانَ ... dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 178)

#### Keterangan

Maksud Wa adaa-un bi-ihsaan, adalah menunaikan pembayaran diyat dengan segera dan dengan cara yang baik, tidak berniat mengulur waktu dan tidak menghalangi hak. Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa الإنصال (menghubungkan, menyampaikan). Dan juga berarti menyempurnakan sesuatu yang menjadi kewajibannya dari perkara agama dan semisalnya. Dan الماء juga berarti mengerjakan

kewajiban yang pokok (*'ainul-waajib*) pada waktu yang telah dibatasi. <sup>1</sup>

# (الْأَذْفَانُ) Al-Adzqaan

Firman-Nya, اِذَا يُقَلَى عَلَيْهِمْ يَعْرُونَ لِلْأَدْقَانَ شَجِدًا ...apabila Al Qur-an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud... (Q.S. Al-Israa' [17]: 107)

#### Keterangan

Al-Adzqaan (الافقان) adalah kata jamak, dan bentuk tunggalnya نقلَ , yang artinya "dagu", "janggut". Dan perkataan, قد نقنة, berarti, aku memukul dagunya. Begitu pula, نقة دَفَوْل maksudnya unta meminta tolong dengan dagunya dalam perjalanannya. "

# (أَذُنّ) Adzanun

وَأَذَانَ مَنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ .Firman-Nya (Q.S. At-Taubah [9]: الأكبر أن اللَّه بريءٌ من المُشركين وَرَسُولُهُ (3]

#### Keterangan

Al-adzaanu adalah pemberitahuan (ma'luumah) tentang sesuatu yang seharusnya diketahui.

Firman-Nya, ثَيْنا حَمًا فَهَل وَجِدْتُمْ مَا وَعَد رَبْكُم حَدًا لَهُ عَلَى الطّائِينَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 44) Maka, At-ta'dziin dalam ayat tersebut maksudnya ialah suara keras yang memberitahukan sesuatu. أو Dan, mu-adzdzin adalah seorang penyeru berseru. Berasal dari kata at-ta'dziin, yaitu berulang-ulang mengumumkan sesuatu yang ditangkap oleh telinga. الاسترقون Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". (Q.S. Yusuf [12]: 70)

# (أَلاِذْنُ) Al-Idznu

الركتاب أنزلناه إليك لتُخرج النّاس من Firman-Nya, Alif, laam :الطّلْماتِ إلى النور بإذن رَبِّم إلى صِراط العزيز الْحميد raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, ulid 7 juz 21 him. 27.

<sup>2.</sup> Had, plid 8 juz 23 hlm, 43

<sup>3.</sup> Ibid, plid 9 jug 27 hlm. 96.

<sup>1.</sup> Muljam Lughatul Fuqahaa' Arabiy Engligiy Afransiy, hlm. 30.

<sup>2.</sup> Uhat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 154

<sup>3.</sup> Mu'yom Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm 181.

<sup>4.</sup> Tofsa At-Maraghi, jihd 4 juz 10 hlm. 52.

<sup>5</sup> Ibid., plid 3 juz 8 hlm. 155.

<sup>6</sup> Ibid., pild 5 juz 13 film 19.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Q.S. Ibrahim [14]: 1)

Keterangan

Idznu rabbihim dalam ayat tersebut berarti kemudahan dan berkat yang diberikan Tuhan. المادة والمنافذين لم dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, (Q.S. Al-Insyiqaaq [84]: 2) maka, adzinat li-rabbihaa pada ayat tersebut berarti mentaati perintah-Nya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

صُمُّ إِذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذُكِرْتُ بِهِ

وَإِنْ ذُكِرَتْ بِشَرَعِنْدَهُمْ أَذِنُوا

"Mereka menjadi tuli apabila kuingatkan kepadanya kebaikan, dan apabila kuceritakan kepadanya sesuatu yang buruk segera mereka mendengarnya". <sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, قَالُوا نَعْمَ فَأَذُنْ مُؤَوِّنْ بَيْتِهُمْ : Mereka (penduduk neraka) شَا نُعْنَاهُ اللهُ عَلَى الطَّالِينَ : Mereka (penduduk neraka) menjawab: "Betul". Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: "Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, (Q.S. Al-A'raaf [7]: 44)

Perihal ayat tersebut, Imam Syibawaih mengatakan, اَذَٰنَ artinya memberitahukan. Bisa juga berarti menyeru dan bersuara keras untuk memberitahu. Contohnya: فَأَذَٰنَ مُؤَذِّنَ "Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara mereka".<sup>3]</sup>

Sedangkan firman-Nya, مَنْوَاهُ فَقُلُ الْأَنْتُكُمْ عَلَى (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 109) Maka, Adzantukum: aku memberitahukan kepada kalian; kemudian banyak digunakan dalam arti 'aku memberi peringatan kepada kalian'. <sup>4</sup> Dikatakan, الْأَنْكُ Kami beritahukan kepadamu. Orang mengatakan, الْأَنْكُ بِالْإِنَّةُ وَالْمُرَاكُمُ الْمُرَاكُمُ الْمُرَاكُمُ الْمُرَاكُمُ الْمُرَاكُمُ اللهُ اللهُ

صَمِّ إِذَا سَمِعُوْا خَيْراً ذَكَرْتُ بِهِ وَإِنْ ذَكَرْتُ بَشَرِّ عِنْدَهُمْ أَذْنُوْا Kepada kami kamu beritahu nama-nama yang berhubungan dengannya. Boleh jadi ada seseorang yang bosan tinggal di sana. المُؤَوِّنُ Seorang penyeru, yakni Malaikat. Sebagaimana firman-Nya, الله على الطَّالِينَ الله على الطَّالِينَ Kemudian seorang penyeru (Malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: Kutukan Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 44) Baca: La'ana.

Sedangkan firman-Nya: إِلاَ لِيُمَاعُ بِإِذْنِ اللهِ (Q.S. An-Nisa' [4]: 64) maka, idznullaah maksudnya ialah pemberitahuan-Nya diucapkan oleh wahyu-Nya dan mengetuk telinga kalian. Kata-kata bi-idznillaah mengandung isyarat bahwa ketaatan yang hakiki hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam. Akan tetapi, Dia (Allah Swt.) memerintahkan supaya para rasul-Nya ditaati, dan taat kepada mereka adalah wajib disebabkan izin-Nya dan Dia telah mewajibkannya. Dan kata idznillaah terkadang dinyatakan dengan idzni rabbihi.

Sedangkan beberapa kejadian yang disandarkan dengan izin Allah, antara lain:

- Tentang berbuat kebaikan dengan izin Allah, seperti firman-Nya, نَوْمِتُهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ yang lebih berbuat kebaikan dengan izin Allah. (Q.S. Fathir [35]: 32)
- Menyifati kemudaratan dengan izin-Nya, seperti firman-Nya, وَلَٰبِسَ بِطَارَهِمْ شَيْنًا إِلاَ بِإِذْنِ sedang pembicaraan itu tidaklah memberikan mudarat sedikitpun kecuali dengan izin Allah. (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 10), begitu juga musibah, seperti firman-Nya, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. (Q.S. At-Taghabun [64]: 11)
- Tentang tumbuhnya tanam-tanaman dengan izin-Nya (Q.S. Al-A'raaf [7]: 57)
- Tentang wahyu yang turun kepada hati Muhammad dengan izin-Nya: (Q.S. Al-Baqarah [2]: 97)

<sup>1.</sup> Ibid., jilid 5 juz 13 hlm. 123

<sup>2.</sup> Ibid, julid 10 juz 30 hlm. 87.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 97.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 17 hlm. 78.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 87; lihatjuga, Shahih al-Bukhari, jilid 3 hlm.

<sup>130</sup> 2. *Ibid*, jilid 2 juz 5 hlm. 79.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- Tentang mukjizat Nabi Isa a.s. yang membuat burung dan menghidupkan orang mati dengan izin-Nya: (Q.S. Ali Imran [3]: 49)
- Tentang keimanan dengan izin-Nya, وَمَاكِنَ لِنَفْسِ
   أَن تُؤْمَنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلْ الرَّحِسَ عَلَى اللَّهِينَ لاَيْعَقِلُونَ
   Yunus [10]: 100)
- 7. Tentang mendatangkan ayat-ayat (bukti-bukti kekuasan-Nya) dengan izin-Nya, كُلُمُ أَرْسَلْنَا لَيْمَ أَزْوَاجًا وَذُرْبُهُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِفَايَةٍ إِلاَّ مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَيْمَ أَزْوَاجًا وَذُرْبُهُ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِفَايةٍ إِلاَّ مِن الله لِكُن أَجْل كَتَابٌ (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 38)
- 8. Apa yang ada di hadapannya dengan izin-nya, وَلَسَلَيْمَانَ الرَّبِحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَزَوَاحْهَا شَهْرٌ وَلَسَلَيْمَانَ الرَّبِحَ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَزَوَاحْهَا شَهْرٌ وَاسْلَيْمَانَ الرَّبِعَ فَمْ عَنْ الْقِحْرُ وَمِنَ الْجِنْ مَن يَعْمَلُ يَكُن يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَوْغُ مِنْهُمْ عَنْ السَّعِير (Q.S. Saba' [34]; 12)

# (أَذَنُّ) Adzanun

Adzanun (اَدَنُ): Telinga. Sebagaimana firman-Nya. أَثُنُ وَاعِبَةُ Telinga yang mau mendengar. (Q.S. Al-Haqqah [69]: 12)

Keterangan

Al-Udzunu adalah organ yang berfungsi mendengarkan baik untuk hewan maupun manusia, dan juga berarti orang yang memperhatikan ucapan orang yang berkata kepadanya. Secara majaz dikatakan: مُوْ أَذُنٌ قَوْبِه. Yakni orang yang menasihati mereka. 11

Begitu pula firman-Nya, وَبِغَهُ الْدَيِنَ يُؤَوُّونَ النَّقِيَّ (Q.S. At-Taubah [9]: 61) وَيَقُولُونَ مُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ قَبْرِ نَكُمْ (Q.S. At-Taubah [9]: 61) Maka, Al-udzunu maksudnya ialah orang yang mendengarkan perkataan setiap orang, lalu menerima dan membenarkannya(membuktikan kebenarannya). Dikatakan, وَجُلْ أَذُنُّ berarti cepatcepat mendengarkan dan menerima perkataan. <sup>21</sup>

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa أَوْنَ yang tertera pada ayat di atas disandarkan kepada mereka yang membenarkan setiap apa yang dikatakan kepadanya, tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan maka Allah menjawabnya, فَوْنَ فَعْرَ لَكُمْ Yakni seakan-akan dikatakan, "Ya, memang itu tetinga", tetapi telinga (pendengaran) yang dengannya kamu dapat mendengarkan yang baik-baik saja, bukan selainnya. Seperti ucapan mereka (orang Arab), وَجُلَّ صَعْبِقْ مَا اللهُ ال

adalah kebaikan dan maslahat. Maksudnya telinga sebagai alat pendengaran hanya untuk mendengarkan kebaikan bukan mendengarkan keburukan, kebatilan. <sup>1</sup>

Sedang firman-Nya: نَمْنُونَا عَلَى عَادَاتِهُمْ فِي الكَيْفِ سِنِينَ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 11) maka, عَادُاتِهُمْ "Telinga mereka" maksudnya, telinga para pemuda yang hidup di dalam gua yang ditutup beberapa tahun di dalamnya.

#### (أذي) Adzaa

Firman-Nya: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adaah satu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 222)

Keterangan

Atha' mengatakan, adza, ialah qadzarun (kotoran). Dan نَلْاَذَى, menurut lughat, ialah له يَكُونُهُ عَنْ كُلِّ شَهَى (segala sesuatu yang tidak disukai), sebagaimana firman-Nya: لا تُنْطِلُوا صَنَفَاتِكُمْ بِالْنِ Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 264)

Di dalam Al-Misbah, dinyatakan: أَذَى الشَّيْنَ أَدُى dari bab ta'aba, maknanya, kotoran(qadzarun). Sebagaimana firman-Nya: قُال مُوَ أَذَى (katakanlah; Dia itu kotoran. Yakni sesuatu yang menjijikkan (musta'dzirun). Imam Ath-Thabari mengatakan: darah haid dinamakan adzay karena amis baunya, kotor dan najisnya.<sup>2)</sup>

Dan firman-Nya: إذا إله , adalah menyifati sesuatu yang tidak layak bagi Allah 'azza wa jalla, seperti ucapan orang Yahudi "tangan Allah terbelenggu", dan ucapan orang Nasrani "Almasih adalah anak Allah", "Allah itu tuhan yang ketiga, dan ucapan kafir Quraisy "Malaikat adalah anak perempuan Allah", dan segala tuduhan yang tak diridai Allah yang menjadikan seseorang kufur dan durhaka.

إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَيُّمُ اللَّهُ Firman-Nya: إِنَّ النَّذُيْنَا وَالْخِرَة Sesungguhnya orang-orang yang : في الدُّنْيَا وَالْخِرَة

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab olif him. 11.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Crt., jilid 4 juz 10 hlm. 146.

Asy-Syaukani, Fothul Qadiir, Cet. Ke-3 Daar al-Fikr (1973M/1393H), alid 1 him. 375.

<sup>2.</sup> Lihat Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 292.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah Akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, (Q.S. Al-Ahzab [33]: 57)

Maka, إِذَاء الْرَسُولِ, yang terdapat pada ayat di atas, adalah upaya menyakiti Rasulullah, seperti tuduhan kepada Rasulullah sebagai orang gila, pendusta, tukang sihir, penyair, menambah kesengsaraan, dan begitu juga ulah melukai wajahnya dan merontokkan gigi gerahamnya pada waktu peperangan Uhud. <sup>11</sup> Sedangkan عاله والمنافق المنافق والمنافق المنافق ال

Firman-Nya, فَإِذَا أُودَي فِي الله جعل فتنة الناس كمدُاب Apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada دالله Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah.(Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 10)

Maksudnya, orang itu takut kepada penganiayaan-penganiayaan manusia terhadapnya karena imannya, seperti takutnya kepada azab Allah, karena itu ditinggalkannyalah keimanannya itu. <sup>3</sup>

Firman-Nya, ومَنْهُ الذَينِ بُوَذُونَ النَّبِيَ وِمَقُولُونَ هُوَ أَذَنَ (Q.S. At-Taubah [9]: 61) Al-Adzaa adalah sesuatu yang menyakitkan makhluk berakal yang menimpa badan, jiwa, meskipun tingkat kesakitannya ringan. Dikatakan: أَذَى أَذِا و berarti dia menerima sesuatu yang tidak disukainya, meskipun ringan. 4

Dan berarti gangguan secara fisik, seperti firman-Nya, نَى بَصْرُوكُمْ اِلاَّ أَذَى Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepadamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 111)

# (إربةً) Irbatun

Firman-Nya, الثابعين غيراولي الإربة من الرحال أو الطقل الذين ...atau pelayan-pelayan lakilaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita... (Q.S. An-Nuur [24]: 31)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa الزية adalah النفية (menyeleweng), sedang wanita yang nakal disebut uulil irbah (yang menyeleweng). الإعلام Yakni, adanya keinginan shahwat terhadap perempuan (al-haajatu ilan-nisaa') adalah golongan orang yang diperbolehkan. Adapun golongan orang yang diperbolehkan. Adapun , artinya keperluan, dan ma-aaribun ukhra berarti 'keperluan yang lain'. (Q.S. Thaaha [20]: 18) Sedangkan منارب, adalah pelayan-pelayan lakilaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.<sup>21</sup>

# (آزَادَ يُرِنَدُ) Araada~Yuriidu

Firman-Nya, يربئون آن يَطْبَنُوا نَوْرَ اللَّهُ بِالْفَرَاهِيْمُ وَبِأَنِي Mereka berkehendak Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (Q.S. At-Taubah [9]: 32)

#### Keterangan

Al-iraadah ialah "bermaksud kepada sesuatu", meskipun terkadang diartikan dengan "akibat dari maksud yang dilakukan, meskipun si pelaku tidak bermaksud demikian. Maka bagi orang yang suka berlebihan dan boros dikatakan, gerigi, "dia hendak merobohkan rumahnya"; yakni pemborosannya mengakibatkan kerobohan rumah. Jadi seakan dia bermaksud demikian, karena perbuatannya, seperti perbuatan orang yang bermaksud demikian. <sup>31</sup>

Kata araada dalam Qur'an penggunaannya terkadang oleh Allah dan terkadang oleh manusia. Araada yang berarti kehendak Allah misalnya: اذا اراد شینا فیفول له کن فیبکون Yakni, kehendak yang tak dibatasi oleh siapapun. Dia (Allah) berhak atas kemauan-Nya meski bertentangan dengan akal. Seperti menciptakan isa a.s. tanpa bapak. Dan hal itu mudah bagi Allah. Adapun kehendak manusia, yang baik dan ada yang buruk, dan kehendak yang buruk sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan kehendak yang baik misalnya.

<sup>1</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 29

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 htm. 29.

Depag, Al-Qur'an Dan Terjemohnyo , Catatan kaki no. 146 hlm. 629
 Al-Maraghi, Op.Crt., jilid 4 juz 10 hlm. 146; Shahin al-Bukhon, jilid 3 hlm. 166.

<sup>1</sup> Muljam Al-Wasiith, juz 1 bab ahf hlm. 12.

<sup>2.</sup> At-Maraghi. Op.Cit., jilid 6 juz 18 hlm. 97

<sup>3</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 htm. 97.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ومن يرد الله يفقه في الدين , Yakni. usaha manusia yang mengarah kepada kebaikan, maka Allah menunjuki jalan kebaikan baginya, yakni Allah kehendaki faham dalam agama. Karena فمن اهتدى فمن اهتدى "barangsiapa mencari petunjuk maka ia mendapat petunjuk buat dirinya sendiri".

#### (اللارائك) Al-Araa-iku

Firman-Nya, غَمْ وَأَرُو اَجْهُمْ فِي طَلَالَ عِلَى الأَرَائِكِ مُتَكَنُونَ Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelakan di atas dipandipan. (Q.S. Yasin [36]: 56)

#### Keterangan

الدرائد adalah lafaz yang berbentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah الأركة, yakni sebuah pelaminan yang berada di dalam sebuah cungkup (sejenis kubah). Dan مجلة العزوش, adalah alat pelaminan untuk pengantin yang dihiasi dengan aneka ragam corak kain. الماء Al-Arad'ik pada ayat di atas menggambar fasilitas surga, keindahan dan kemesraan di dalamnya.

# (اَلأَرضَ) Al-Ardhu

Firman-Nya, و نجيناه و لوطا إلى الارض التي باركنا فيا : dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. (Q.S. Al-Anbiya' [21]. 71)

#### Keterangan

Al-Ardh adalah tempat yang dihuni manusia di atasnya. Al-ardhu adalah masdar dari أرضت الخشبة تُورَضَ ارضا فَهُو مَازَوَضَةٌ, apabila di dalamnya terdapat segala jenis tetumbuhan dan pepohonan(kebun) dan dapat dimakan. Dan نازخل yakni bertempat di bumi. Sedangkan alardh yang tertera pada ayat tersebut ialah negen Syam, termasuk di dalamnya Palestina. Tuhan memberkati negeri ini. Kebanyakan para nabi berasal dari tanah (negeri) ini dan tanahnya pun subur.

# Azara (أُزُرُ)

Firman-Nya, اشتذبه ازري: teguhkanlah dengan dia kekuatanku, (Q.S. Thaaha [20]: 31)

#### Keterangan

Al-Azru artinya kekuatan, dan aazurahu berarti menguatkan dan menolongku. ال Dan, tertera pula di dalam firman-Nya, غَزْرَعِ أَخْرَجُ شَطْلَةُ ....seperti yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. (Q.S. Al-Fath [48]: 29)

# Azza (أَنَّ)

Firman-Nya, ترمَّلُنَا الشَّيَاطِينَ على الْكَافِرِين Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim setan-setan itu kepada orangorang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? (Q.S. Maryam [19]: 83)

#### Keterangan

Menurut Ar-Razi, maksud الْهُوَّهُمُ ialah mereka menyangka (Maryam) telah berbuat maksiat. المائية Al-azzu, al-hizzu dan al-istifzaa ketiganya memiliki keasamaan arti, "sangat menggoncangkan". Maksudnya ialah, hasutan untuk berbuat maksiat dan dorongan untuk melakukannya dengan segala bujukan serta untuk mengikuti syahwat. المائية المائية

# (أزف) Azifa

Firman-Nya, نَرْفَتَ الْأَرْفَةُ: Telah dekat terjadinya hari kianiat. (Q.S. An-Najm [53]: 57)

#### Keterangan

ازفت Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa زفت artinya غربت (telah dekat). Al-Qurtubi mengatakan, bahwa dikatakan azifat karena dekatnya (saat kiamat) dan hampir muncul kejadiannya. 4

Firman-Nya, وَانْدُرِهُمْ يُوْمِ الْأُوْفَةَ إِذِالْقُلُوبُ لَدَى الْعَنَاجِر. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari Kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) sampai ke kerongkongan dengan menahan kesedihan... (Q.S. Al-Mu'min [40]: 18)

Ibid, phd 10 juz 30 hlm. 133, Ghorábal-Qur'an wo Tofsáraha, hlat 149; lihat juga, al-Kasyyaaf, juz 4 hlm. 232

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhor, Lispanul Arab., jilid 7 hlm. 111, 115 maddah  $\langle \omega_1 \rangle$ 

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qui an Dan Tenemahnya, catatan kaki no 1965 hlm. 50 s

<sup>1.</sup> Tafsir At-Maraghi, julid 6 juz 16 hlm. 104

<sup>2</sup> Muhtaarush-Shihhaah, him. 15 maddah ; --

<sup>4.</sup> Shafwaatut-Tafeasii: yilid 3 hlm. 278.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Bahwa yaumul-Azifah, adalah Hari Kiamat, dan disebut demikian karena dekatnya. Orang mengatakan: أَزِفَ السَّفَرَ , yang artinya "perjalanan itu dekat". Seorang penyair mengatakan:

ارْف الْتُرخُلْ غَيْرُ أَنَّ رِكَابِنَا

لَّا تُزَلُّ برحالِفًا وَكَأَنْ قَد

"Perpindahan tempat ini dekat. Hanya saja kendaraan-kendaraan kita masih ada di perjalanan. Tapi agaknya cukuplah waktunya".<sup>1)</sup>

# (اَلْأَرُلاَمُ) Al-Azlaam

Firman-Nya, وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْلَامِ (diharam-kan pula) bagi kamu mengundi nasib dengan anak panah. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 4)

Keterangan

Maka, al-iqtisaamul bil-azlaam adalah istilah mengenai kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah. Imam Al-Maraghi mengemukakan riwayatnya secara ringkas: "Apabila seseorang hendak bepergian jauh, berangkat perang, berdagang atau lainnya, maka dikocoknya azlam itu kalau yang keluar itu bertuliskan Amarani Rabbi, maka orang itu meneruskan niatnya. Tetapi, kalau yang keluar itu Nahani Rabbi, maka tidak jadi berangkat. Sedang kalau yang keluar kosong tanpa tulisan, maka undian itu diulangi. Jadi undian itu (al-iqtisaam) di sini, yang dimaksud ialah undian untuk mengetahui nasib dengan menggunakan azlam (anak panah).<sup>21</sup>

# (الأَسْبَاطُ) Al-Asbaath

Firman-Nya, وَفَطَّغْنَاهُمُ النَّنِيُ عَشْرَةً أَسْبَاطًا . Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 160)

Keterangan

Al-Asbaath, adalah kata jamak dari سنط Yakni, ibnul ibni (anak cucu), maksudnya adalah kabilah-kabilah dari anak-anak Ya'qub.<sup>3</sup> Yakni, beberapa kabilah bani Isra'il yang melakukan pelanggaran di hari sabtu.<sup>4</sup> Sebagaimana yang

ditunjukkan oleh firman-Nya, وَفَطَّعْنَاهُمْ الْنَقِيَّ عَشَرَةً كَانَسُبًاطًا أَمْنا: Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 160)

Yakni, anak-anaknya, meski terkadang yang dimaksudkan khusus anak dari anak perempuan. Dan asbathu bani isra'il, ialah keturunan dari anak-anak Isra'il (Ya'qub) yang berjumlah sepuluh orang itu, selain Lewi dan keturunan dua orang anak Yusuf bin Isra'il, yaitu Efraim dan Manasye, karena keturunan Lewi mendapat tugas sebagai pelayan keagamaan pada semua asbath, dan tidak dijadikan sibth yang berdiri sendiri. <sup>1</sup>

# (إِسْتِبْرَاقٌ) İstibraaqun

المؤسِيْرِاقِ المؤسِيْرِاقِ, adalah sutera tebal. Kata ini berasal dari bahasa Romawi yang di-'Arab-kan. Lawan katanya adalah sutera tipis (as-sundusin), dan selembar sutera disebut sundusan.<sup>2)</sup> (Q.S. Al-Kahfi [18]: 31)

### (إسْتَجَابُ) Istijaab

Firman-Nya, إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ النَّذِينَ يَسْتَعُونَ : Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang memenuhi (seruan Allah), .. (Q.S. Al-An'aam [6]: 36)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menyatakan bahwa ungkapan إجابة الدَّعَوَة adalah jika sesuatu yang diserukan kepadanya itu dikerjakan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Berangkat dari ayat tersebut, beliau mengatakan, bahwa Al-Qur'an menggunakan kata kerja al-ijaabah di tempat yang menunjukkan tercapainya apa yang diminta secara keseluruhan dengan perbuatan sekaligus. Dan ijabatud do'wah digunakan pula kata kerja tersebut di tempat yang menunjukkan tercapainya apa yang diminta dengan kesiapsiagaan. I

Selanjutnya, *al-ijaabah* berbeda dengan *al-istijaabah*. Beliau mengatakan, bahwa الاستنجابة

Tafsır Al-Maroghi, jilid 8 juz 24 hlm. 56; Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Azifatri azifan: iqtorabatıs-soo'an (Kramat telah dekat). Lihat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 200.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 2 juz 6 hlm. 53.

<sup>3.</sup> Shofwootut Tofoosiir, yilid 1hlm. 214; penjelasan tersebut diambil dari Surat Ali 'Imran; 3: 84.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhan, plid 3 hlm. 133.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 9 hlm. 88.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 9 juz 25 hlm, 136

Ibid., jilid 3 joz 7 hlm. 114 lihat penjelasan ini di dalam Surat. Al-An'am; 6: 37.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 114-115.





merupakan ungkapan dari Allah terhadap perkara yang terjadi di masa mendatang, dan biasanya terjadi secara bertahap. Misalnya, Allah mengabulkan doa supaya dilindungi dari apineraka dengan bentuk maghfirah (ampunan), menghapus kesalahan-kesalahan, dan mendatangkan apa yang dijanjikan bagi orang-orang mukmin di akhirat kelak, sebagaimana firman-Nya, Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan (dengan firman-Nya), sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian. 11

Lepas dari perbedaan penggunaan makna dua kata ijaabah dan istijaabah. Di dalam surat Al-Anbiya' dikemukakan beberapa contoh penggunaan kata istijabah (yang dalam bahasa menggunakan kalimat (فاستَجْبَنَا لَهُ terhadap doa para nabi, di antaranya Nabi Ayyub a.s., lantaran kesabarannya menghadapi takdir buruk (penyakit) yang menimpanya, dinyatakan, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسَّتِي الصَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفَنَا مَابِهِ مِنْ ضِيرَ وِءَاتَنَنَاهُ أَفَلَهُ وَمِثُلَيْمٍ مُعَيِّمٌ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَدُكْرِي ayat ke 83-84). Nabi Yunus a.s. tatkala) لِلْعَابِدِينَ meninggalkan kaumnya dipandang sebagai bentuk tidak mentauhidkan Allah Swt., maka beliau a.s. bertaubat dengan mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya, tatkala berada di kegelapan (ghumma) perut ikan, seperti dinyatakan: وَذَا النُّون إِدْ ذَّمْتِ مُغَاضِبًا فَطَنَّ أَن لُن نُقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطَّلْمَاتِ أَن لا إِلٰهَ إِلا أَنتُ سُيْخَاتَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الطَّالِمِينَ \* فَاسْتَجِيْنَا لَهُ وَنَجِّيْنَاهُ مِنْ الْغَمْ وَكَذَّلكَ ayat ke 87-88). Begitu juga peristiwa) نُنْعِي الْمُؤْمِنِينَ dikabulkannya doa Nabi Zakariya a.s. yang susah memperoleh keturunan, lalu Allah memberinya generasi penerus risalah Tuhan, yang diberi nama Yahya a.s., seperti dinyatakan: وَزَكْرِنَا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لْأَتَذُرُنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ \* فَاسْتُجِيْنَا لَهُ وَوْهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحُنَا لَهُ زَوَجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَبَدْعُونَنَا رَغُبًا وِكَانُوا لَنَاخَاشِعِينَ (ayat ke 89-90).

Ungkapan doa dan permintaan (نانق) yang dipanjatkan oleh para nabi tersebut dapat terkabul karena beberapa hal: pertama, tetap menjaga ketauhidan; kedua doa dipanjatkan dengan cara mengharap dan cemas (raghaban wa rahaban), dengan latar belakang dan bertujuan

agar tetap terpelihara risalah Tuhan (Allah Swt.) bagi para generasinya.

Kata istijaab merupakan jawaban Tuhan (Allah Swt.) dari sebuah rintihan spontan keluar dari para hamba-Nya. Makna "jawaban" dari kata istijaab, secara bahasa dapat dinyatakan sebagaimana firman-Nya, نَبُنونَ أَمْوَانَهُمْ فَأَنْ لَمْ يَسْتَجِينُوا لَكَ فَاعْلَمُ أَنْما Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). (Q.S. Al-Qashash [28]: 50) Maka, fa-in lam yastajiibu laka: jika mereka tidak mengerjakan apa yang Kami bebankan kepada mereka. Yakni munculnya istijaab (dikabulkan permintaannya sebagai wujud dari jawaban-Nya) disyaratkan adanya konsekuensi dari permintaan (ad-du'a wa an-naaday).

# (إستبدراجُ) Istidraaju

Firman-Nya, وَالْتِينَ كَذَبُوا بِالِاللهِ سَلْمَتْتَرَجْهُمْ مِنْ Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dengan cara yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 182)

### Keterangan

Senada dengan bunyi ayat di atas, dinyatakan juga dalam surat Al-Qalam ayat 44, dan makna sa-nadriju-hum min haytsu laa Ya'lamuuna, adalah akan Kami jadikan mereka terbelenggu dan lalai tanpa sadar. <sup>21</sup> Dan Istidraj (إنسنواج) ialah tingkatan tertinggi yang dilakukan oleh setan, kemudian dari tingkatan tersebut (seseorang) dijatuhkannya hingga rusak serusakrusaknya. <sup>31</sup>

Adapun sanadrijuhum dalam ayat di atas maknanya ialah Kami siksa sedikit demi sedikit.<sup>4</sup> Maksudnya, akan Kami jadikan mereka dalam kelalaian sedang mereka tidak menyadarinya,

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm 67.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 18 hlm. 164.

Al-Jurjani, asy-Syarif 'Ali Muhammad, Kitab at-Ta'riifaat, Daorul-Fikr Jakarta(t t) hlm. 20;

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istidraj didefinisikan dengan "keadaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah swit, kepada orang kafir sebagai ujian sehingga mereka takabbur dan lupa diri kepada Tuhan, seperti Fir'aun Qarun". *Kamus Besor Bahasa Indonesia*, Cet ke-4(1995), Balar Pustaka, hkm. 390 *entri*; Istidraj.

<sup>4.</sup> Haatsivatush-Shaawiy 'alaa Tafsir Jalalain, juz 6 hlm. 233.

# ~<del>4</del>

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



demikian kata As-Suday; kedua, maksudnya ialah Kami iringi kenikmatan dengan keburukan dan Kami lupakan mereka untuk taubat, demikian kata Al-Hasan: ketiga, maksudnya ialah Kami ambil derajat mereka sedikit demi sedikit, demikian kata Ibnu Bahr; keempat, maksudnya falah Kami giring mereka kepada siksaan sedikit demi sedikit sehingga mereka menemuinya dengan tanpa disadari. Karena, jika mereka mengetahui dan sadar di saat azab menimpa mereka dalam keadaan bergelimang maksiat (penentangan) dan tetap yakin dengan angan-angan mereka. Sedang istidrai sendiri adalah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi seperti tangga. Dan di antaranya dikatakan, bahwa darajah ia adalah turun secara berangsur-angsur(manzilah ba'da manzilah).1)

# (اسْتُسْفَى) Istasqaa

وَإِذِ اَسْتُسْقَى مُوسَى لِفَوْمِهُ فَقَلْنَا اطَرِبَ ,Firman-Nya والله المناف المخطّر: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu".

Keterangan

Istasqaa: meminta minum di kala tidak ada air atau persediaan air hampir habis. Pengertian ini sama dengan bait syair yang dikatakan oleh Abu Thaib pada saat memuji Rasulullah saw. Yang oleh Abu Thalib perasaan kagum ini dituangkan dalam bentuk syair yang berbunyi:

وأبيض بستسق الغمام بوجهه

تمال الْيَعْامَى عَصِيْمَةٌ لَلا رَامِل

"Putih rupawan, sampai mendung pun menurunkan air korenanya.

Beliau pecinta anak-anak yatim dan pelindung para janda".<sup>2]</sup>

# (اِسْتِقَامَةٌ) Istiqaamah

Firman Allah, ان الذين قالوا ربنا الله لم استقاموا Sesungguhnya تتنزل عليم الملائكة الا تخافوا ولا تعزنوا Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami adalah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): janganlah

kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih ... (Q.S. Fushshilat [41]: 30)

Keterangan

Ibnu Abbas mengomentari ayat tersebut: "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu."

Selanjutnya beliau mengatakan: "Tidak ada sebuah ayat dari ayat-ayat Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah saw. yang lebih dahsyat dan lebih berat bagi beliau selain ayat tersebut".

Ustadz Abdul Qashim Al-Qusyairi berkata: "Istiqamah merupakan sebuah derajat yang menunjukkan kalau seseorang akan mencapai puncak kesempurnaan istiqamah menghasilkan kebaikan yang banyak, maka barangsiapa tidak mampu untuk beristiqamah maka usahanya siasia dan jerih payahnya saat itu telah gagal".

Selanjutnya dikatakan pula:

"Disebutkan bahwa beristiqamah tidak akan mampu dipraktekkan kecuali oleh orangorang besar. Karena istiqamah tidak dapat disamakan dengan hal-hal yang sudah lumrah. Istiqamah bukan cara yang bersifat formalitas maupun adat istiadat, sebab yang dimaksud istiqamah ialah berdiri di hadapan Allah ta'ala dengan kejujuran". 1

# (ٱلْإِسْتَلْبَاطُ) Al-Istimbath

Kata ini hanya dimuat satu kali, dan terdapat pada surat An-Nisaa' ayat 83, yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَشْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَو الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلُو رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْخُمْرِ مُنْهُمْ لَعَلَمُهُ الْدَيْنَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مَيْمَ وَلُولا الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْخُمْرِ مُنْهُمْ لَعَلَمُهُ الْدَيْنَ يَسْتَلْبِطُونَهُ مَيْمَ وَلُولا الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْخُمْرَةُ لَا لَيْمُثَمُّ الشَّيْطانَ الِا قَلْيَلا "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya dari mereka. Kalau tidaklah karena Tuhanmu dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan,

Terjemah Syarah Sahih Muslim lin-Nawawi, oleh Wawan Djunaedi
Soffandi, S.Ag. Bob XIII: Akumulasi Sifat-sifat Islam, hlm. 485-486;
Mustagam, Cetakan Pertania, Rajab 1423 H/Oktober 2002.



<sup>1.</sup> Lihat, An-Nukatu wol. 'Uyuun Tafsir Al-Maawardi, juz 6 hlm. 72.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghr, plid 1 juz 1 hlm 125.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kecuali sebagian kecil saja di antara kamu," (Q.S. An-Nisaa' [4]: 83)

Keterangan

Bunyi ayat, الذين يستنبطونه متهم Orangorang yang ingin mengetahui kebenaran di antara mereka. Maknanya, yastakhrijuuna minhum yakni wazan istif'aal dari النبط كذا (aku mengeluarkannya seperti ini). Dan النبط الله berarti al-mustanbath(keluar dari mata air, sumber mata air). Dan فرس النبط (yakni, warna putih pada perut kuda di bawah ketiaknya). Dan di antaranya annabthu adalah al-ma'ruufuun (kelompok orangorang yang mengetahui kearifan). 11

# (اسْتُويَ) Istawa

Firman-Nya, الْخَمَدُ لِلْهُ النَّذِي نَجَانًا مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِينَ Apabila kamu dan الْحَمَدُ لِلْهُ النَّبِي نَجَانًا مِن الْقَوْمِ الطَّالِينَ Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu maka ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 28)

Keterangan

Istawaita: kamu naik.<sup>21</sup> Dan juga berarti berlabuh, seperti firman-Nya, ومشفوذ على الجودي .... dan bahtera pun berlabuh di bukit judi. ... (Q.S. Huud [11]: 44)

Adapun firman-Nya, وعلَمَا وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْخَسِيْنِ (Q.S. Al-Qashaash [28]: 14) Maka, al-istiwaa' maksudnya ialah kesempurnaan akal. Hal ini dengan melihat pada perbedaan iklim, zaman dan keadaan. Maksudnya, setelah Musa a.s. cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan.

Istawa juga berarti "menguasai" (istawlay, استغزا), seperti kata penyair:

قد اسْتُوى بِشْرُعْلَى الْعِرَاقِ

مِنْ عَيْ سَيَفَ وَدِمَ مَبْرَاقِ

"Bisyr telah menguasai Irak tanpa pedang dan pertumpahan darah".

الإشتواد Asy-Syaukani menjelaskan bahwa الإشتواد menurut bahasa, adalah الإغتفال والإستقامة (kelurusan

dan keseimbangan). Dikatakan di dalam Al-Kasysyaaf dipakai untuk sesuatu yang berada di tempat yang tinggi (posisi, kedudukan yang tinggi). المنتوى الملك على عرضه, raja duduk di atas singgasananya, yakni raja itu berkuasa. الرُخنن على الغرش (Q.S. Thaaha [20]: 5). Yakni, Ar-Rahman, Allah Swt. adalah berkuasa.

# (إشرار) Israar

Firman-Nya, انْمُ إِنِّي أَعَلَنْكُ لَهُمْ وَاَسْرَرُتْ لَهُمْ إِسْرَارًا Dan aku menyeru mereka lagi dengan terangterangan dan dengan diam-diam. (Q.S. Nuh [71]: 9)

Keterangan

إبسَرَاراً: Secara diam-diam. Yakni, kata yang menyifati keadaan Nabi Nuh a.s. ketika menyeru kaumnya. Lawannya غلافا (terang-terangan).

# (أُسُسِنَ) Assasa

Ar-Razi menjelaskan bahwa اَلْمَنْ, dengan didhammahkan, artinya dasar bangunan (ashlul-binaa'). Begitu pula, الأسنان dan الأسنان, dengan difathahkan keduanya dan dibaca pendek. Sedang jamak dari الأسنان, dengan dikasrahkan "alif"nya; dan jamak dari الأسنان, dengan didhammahkan keduanya; dan jamak dari أسنان, dengan didhammahkan keduanya; dan jamak dari أسنان, dengan dibaca panjang "alif"nya. Seperti firman-Nya, الشنان الله ورضوان الله ورضوان (Orang yang mendirikan bangunannya atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan-(Nya). (Q.S. At-Taubah [9]: 109)

# (أَشْرُ) Asrun

Firman-Nya, نَعَنْ خَلَفْنَاهُمْ وَشَنْدَنَا أَسْرَهُمْ Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. ... (Q.S. Al-Insan [76]: 28)

#### Keterangan

Asra-hum, ialah شدُهُ الْعَلَى, "tubuh yang kuat", dan شدیدُ ألاشر, ialah kuda yang bertubuh kuat.<sup>4</sup>

<sup>1.</sup> Mu'yam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 502.

<sup>?</sup> Tafsir Al-Maraghr, jılıd 6 juz 18 hlm. 17.

<sup>3</sup> Ibid, jihd 7 juz 20 hlm. 42.

<sup>1.</sup> Lifat, Fothul Qadiir, jilid 1 hlm. 60; Komus Al-Munawwir, 186.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 jur 8 hlm. 168; penjelasan tersebut diambil dari Surat Al-A'raaf, 7: 54)

غاس س Muhtaorush-Shihhpah, hìm 16, məddəh. غاس س

<sup>4</sup> Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 194; Al-Kosyyaaf, juz 4 hlm. 210

# ~~



(إِسْرَافٌ) Israaf

Israf artinya "melampaui batas", "berlebih-lebihan". Israf adalah kata bentuk masdar dari أَسُوفَ يُسُوفُ إِسْرَافًا dan isim fa'il (pelaku)nya disebut musrifun (مُسْرِفُ). Kata israf menerangkan buruknya perilaku baik berkanaan dengan makanan atau l'tiqad. Baca Musrifiin.

# (أُسَاطِيرُ) Asaathiir

Firman-Nya, إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ عَايِنَتُنَا قَالَ أَسَاطِينَ الْأَوْلِينَ yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orangorang yang dahulu". (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 13)

#### Keterangan

Asaathiir, bentuk tunggalnya أَسْطُوْرُهُ وَ إِسْطَارُهُ (kebohongan-kebohongan). <sup>11</sup> Dan, التُزاعَاتُ (kebohongan-kebohongan). <sup>12</sup> Dan, التُزاعَاتُ adalah ungkapan orang-orang yang takabbur, yang membela adat nenek moyangnya tatkala datang seruan dari para nabi dan rasul Tuhan. Sedang, Asaathiirul-awwaaliin dalam ayat tersebut ialah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu yang diambil oleh Muhammad dari sebagian mereka. <sup>21</sup>

Yakni, asaathiirul awwaliin dimaksudkan dengan cerita orang-orang terdahulu dan kebatilan-kebatilan mereka.<sup>3</sup>1

# (أسفٌ) Asafun

Firman-Nya, فَلَفُنُ عَالَمُ مِنْهُ مُ فَأَغْرَفُنَاهُمُ السُفُونَا التُقْمَنَا مِنْهُم فَأَغْرَفُنَاهُمُ أَخْمَعِينَ أَجْمَعِينَ Maka tatkala mereka membuat Kami murka. Kami menghukum mereka latu Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut). (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 55)

#### Keterangan

lbnu Manzhur menjelaskan al-asaf adalah (berlebihan dalam kesedihan dan perasaan marah). Dan dinyatakan: أَسِفَ أَسِفَ Sedangkan أَسْفَا فَهُوْ أَسِفَ وَأَسْفَانَ وَاسْفَ وَأَسْفَانَ وَأَسْفَ وَأَسْفَانَ وَأَسْفَانَ وَأَسْفَ bentuk jamaknya adalah<sup>11</sup> أنتانة, Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa أستانة, pada ayat tersebut adalah mereka membuat Kami marah dan murka. Ar-Raghib mengatakan, bahwa *al-asfa*, artinya "sedih bercampur marah". Dan kadang-kadang diucapkan untuk arti salah satunya, yakni sedih atau marah. Adapun arti yang sebenarnya adalah "bergolaknya darah dari dalam jantung, karena ingin membalas dendam". Apabila hal itu terjadi terhadap orang yang lebih rendah maka darah itu memancar, sehingga menjadi bentuk kemarahan. Sedangkan bila terjadi terhadap orang yang lebih tinggi, maka darah itu tertahan sehingga membekaskan bentuk kesedihan. <sup>21</sup>

Firman-Nya, فَلَعْلُكُ عَلَى ءَائَارِهِمْ إِنْ لَمْ Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). (Q.S. Al-Kahfi [18]: 6)

Al-asif: sedih, bisa juga berarti marah. Orang mengatakan, أُسِفُ مِنْ بَابٍ نَعِب , "dia sedih dan menyesal atas pintunya yang rusak". Kata kerja (fi'il) dari asif adalah seperti al-ghadhab, az-zinay dan al-ma'na, yaitu asifa, ghadhiba dan zana (aslinya zaniya) dan 'ana (aslinya aniya). Fi'il-fi'il itu bisa dijadikan muta'addi (dijadikan bentuk transitif) dengan menambahkan hamzah pada awalnya, seperti أَسْفَتُهُمُّهُ , "saya membikinnya marah" pemakaian kata al-asif dengan arti sedih. <sup>3</sup>

# (أَسْفَاراً) Asfaaran

Firman-Nya, أَمْثُلُ لَمْ يَعْبُلُوهَا أَمُّ لَمْ يَعْبُلُوهَا أَسْفَارًا لَعْبَالُ أَسْفَارًا كَمْثَلُ الْجِمَارُ يُعْبِلُ أَسْفَارًا Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 5)

#### Keterangan

As-sufru adalah al-kitab yang menerangkan tentang hakikat-hakikat sesuatu, dan jamaknya adalah asfaarun. Dikhususkan kata al-asfaar

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 131.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghí, jilid 10 juz 30 hlm. 74; kata asaathirul awwaliin juga tertera di dalam surat al-An'aam ayat 25, lmam Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa asaathirul awwaliin adalah an-Nadhar bin al-Harits bin Kaldah, bahwa ia pernah pergi ke negeri Persia, lalu belajar kepada para pendeta, kemudian datang kembali lalu berkata: Aku akan ceritakan kepadamu cerita yang lebih baik dari yang dikabarkan oleh Muhammad yang bersumber dari dongengan-dongan Lihat, Al-Burhon fi 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 157.

Lihat, An-Nukatu wai 'Uyuun Tafsir Al-Maawardi, juz 6 hlm, 664.
 Ghariibul-Qur'on wa Tafsiiruhu, hlm. 194; Al-Kosyyaaf, juz 4 hlm. 210.

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, *Lisaonul Arob*, jilid 9 hlm. 5 maddah أحن نب

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 95.

<sup>3.</sup> Ibid. jilid 3 juz 9 hlm. 70; lihat juga pada jilid 5 juz 13 hlm. 25; (lihat Q.S. Yusuf; 12; 84 dan arti merah, terdapat pada surat Az-Zukhruf; 43; 55) Lihat juga, pada surat Al-A'raaf; 7: 150.



dalam ayat tersebut sebagai peringatan bahwa Taurat meskipun membenarkan ара yang ada padanya maka orang yang bodoh hampir dipastikan tidak dapat memberikan penerangan dengannya seperti keledai yang membawa kitab tersebut.1]

# (أَسْلِحُهُ) Aslihatun

أشلخة Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa adaah setiap alat yang dipergunakan untuk berperang seperti pedang, pisau, pistol dan senapan lain dari persenjataan modern.21 Seperti yang terdapat di dalam firman-Nya, ونتأخذوا 'Ambillah senjata kamu. (Q.S. An-Nisa) أشلختنه [4]: 102)

# (الإشلامُ) Al-Islaam

أن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين , Firman-Nya اوتوا الكتاب الا من بعد ماجاء هم العلم بغيا بيهم و من يكفر بأيات الله بان الله سريع الحساب: Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah ialah Islam, tetapi orangorang kafir yang diberi kitab itu tidak berselisih, lantaran ketamakan antara mereka, melainkan sesudah datang pengetahuan kepada mereka; dan barangsiapa tidak percaya kepada keteranganketerangan Allah, maka sesungguhnya Allah itu penghitung yang cepat. (Q.S. Ali Imran [3]: 19)

Keterangan

اظهَارَ الْخُصَوْعِ وَ الْقَبُولُ لِمَا أَتَى بِهِ مَحْمَدُ Al-Islam adalah tunduk dan menerima ajaran yang dibawa) صلعم Muhammad saw.).31 Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Islam sebagai agama yang disahkan oleh Allah, Yang demikian itu karena agamaagama lain, Yahudi dan Nasrani, telah banyak penyimpangan dan perubahan di dalam kitabnya. Di samping baghyan ("tamak", "dengki") menjadi tabi'at mereka, ayat lain juga meggambarkannya dengan pernyataan, yuharrifunal kalimah min ba'di mawaadhi'ihi ("mengubah kalimat-kalimat dari tempatnya" Q.S. An-Nisa' [4]: 46).

1. Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 239; lihat juga, Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab sin film, 433; menorut Al-Wasithi di dalam kitab Al-Irsyood, bahwa osfoor adalah bahasa Suryani, yang artinya kitab-kitab (olkutub), dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah bahasa Nabthi, demikian yang diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Adh-Dhahhak. Lihat, As-Suyuthi, Al-Itaaon fi 'Uluumii Qur'an, juz 2 hlm. 109.

Kata Islam erat kaitannya dengan kata lman. Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya, Umar bin Khatthab:

> غَن ابْن عُمْر عَنْ النِّي صلعم قال: بْنَيْ الْإِسْلاَمْ عَلَى حَمْسِ شَهَادْةً أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمِّدٌ عَبِّدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَقَامِ الصَّلَاةِ وَ ايْتَاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

> "Dari Ibnu 'Umar r.a. dari Nabi saw. telah bersabda: Islam didirikan atas lima: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan".

Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis yang senada, di mana kalimat syahadatan an laa ilaaha illallaah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh dengan menggunakan ungkapan: 1) Sedangkan riwayat dari Sa'id . أَنْ تُغَيِّدِ اللهُ وَ تُكُفِّدُ بِمَا دُوْتُهُ غلى أَنْ يُؤِخِذَ , bin 'Ubadah menggunakan ungkapan ننة, (hendaklah mengesakan Allah saja). الله

Dari keterangan tersebut syahadat dapat ditafsirkan dengan hanya menyembah Allah dan mengkufuri sesembahan selain-Nya, sebagai wujud dari bertauhid kepada-Nya.

Sedangkan beberapa ayat yang menjelaskan untuk masuk Islam dan beriman kepada Muhammad saw. adalah: فأن أسلموا فقد أهتدوا) فأن أسلموا فقد أهتدوا Ali Imran [3]: 20); atau perintah beriman kepada و أمنوا يما انزلت مصدقا لما معكم :.Nabi Muhammad saw dan hendaklah kamu beriman ... ولا تكونوا اول كاف يه kepada apa yang telah Aku turunkan , menyetujui apa yanga ada padamu; dan janganlah kamu jadi orang-orang yang mula-mula kafir kepadanya.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 41) Baca Salaamun, Ad-Diin.

# (اَلْأَسُمَاءُ) Al-Asmaa-u

وَعَلَمَ ءَاذَمَ الأَسْمَاءَ كُلْهَا ثُمَ عَرَضَيْمُ Firman-Nya, وُعَلَمَ ءَاذَمَ الأَسْمَاءَ كُلْهَا ثُمَ عَلَى الْلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِنُونِي بِأَسْمَاءِ هَوْلاَءِ أَنْ كُنْتُم صَادَقَينَ Dan Dia mengajarkan Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 138

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bab sin hlm. 446.

<sup>1.</sup> Libat Svaron Muslim Lin-Nawawi, juz Thim 176-177, Al-Mathba'ah Ai-Mishriyah, tahun 1424 H.

<sup>2.</sup> Syarah Muslim Jin-Nawaway, Bab Bayaanu Arkaanu Islamwa Duigo imuho, Al-Mathhalah Al-Mishriyyah, 1424 H. juz 1 hlm. 176-177.



memang orang-orang yang benar". (Q.S. Al-Baqarah (2): 31)

Keterangan

Al-Asmaa-u (الأشمان): Nama-nama benda. Sengaja digunakan istilah asma' karena hubungannya kuat antara yang menamakan dan yang dinamai, di samping itu berfaedah, agar mudah memahaminya. Sebab, bagaimanapun juga, bahwa ilmu yang hakiki adalah pemahaman terhadap pengetahuan.

Selanjutnya, kata *asma'* yang tertera pada ayat di atas, kaitannya dengan pengajaran yang dilakukan Allah terhadap nabi Adam a.s. mengenai berbagai makhluk ciptaan-Nya. Maka Allah memberinya ilham untuk mengetahui eksistensi atas nama-nama tersebut, baik mengenai keistimewaan, ciri khas dan istilahistilah yang dipakai. Sekalipun istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an adalah '*Allama* (pengertiannya, memberi ilmu secara bertahap). Tetapi secara rasional, lafadz '*allama* menunjukkan memberi ilmu pengetahuan sekaligus, bukannya secara bertahap.<sup>1)</sup>

Kata asma' yang berarti sifat-sifat di antaranya ungkapan سنوهم, "Sebutkanlah sifat-sifat sesembahan mereka", yang tertera pada bunyi ayat, المن هُو قَائمُ على كُل نفس بما كسبت وجعلوا لله (Q.S. Ar-Ra'du أشركاء قل سخوهم أم تَتَبِنُونَهُ بِمَا لاَيْعِلُمُ فِي الأَرْضِ [13]: 33)

Sedangkan *asmaa'* yang dimaksudkan dengan nama-nama sesembahan yang diada-adakan oleh nenek moyang, misalnya, إِنْ هِيَ إِلا Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. (Q.S. An-Najm [53]: 23)

Artinya sebuah nama *ism* dan *asma'* tidak terlepas dari sifat-sifat pokok dan ciri-cirinya yang dengannya ia mempunyai sebutan yang membedakan atara satu dengan lainnya.

# (الْأَشْمَاءُ الْحُسُنَى) Al-Asmaa-ul <u>H</u>usna

Firman-Nya, الله لا أله إلا هوله الأسماء الغسني (Q.S. Thaaha [20]: 3)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa kata asma' di dalam asma-ul husna ialah sifat-sifat.<sup>1</sup>] Asmaa-ul husna adalah sifat-sifat Allah yang baik.

# (أسنَّ) Aasinun

Firman-Nya, أَمْهَارُ مِنْ مَاهِ غَيْرِ ءَاسِن Sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. (Q.S. Muhammad [47]: 15)

### Keterangan

Aasinun (أسن), artinya berubah rasa dan bau karena lama tidak mengalir. Adapun fa'ilnya adalah أسن dan اسن (huruf sin difathahkan, wazannya sama dengan dharaba dan nashara. Atau dikasrahkan seperti halnya<sup>21</sup> غنة.

# (أُسُوةً) Uswatun

Firman-Nya, كَانْتُ لَكُمْ أَسْوَةً حَسْنَةً فِي إِبْرَاهِيم Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim... (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 4)

#### Keterangan

Al-uswah sama dengan الْإِسْوَةُ, artinya orang yang ditiru, seperti halnya الفدوة adalah orang yang diikuti. Sedang jamak dari uswah adalah<sup>a</sup> أُسلًا. Uswatun hasanah pada ayat tersebut ditujukan kepada Ibrahim a.s.

# (اَسْوِزةٌ) Aswiratun

Firman-Nya, فَلُولا اللهِ عَلَيْهِ اَسْوِرَةً مِن ذَهِبِ أَوْ جَاءَ مُعَهُ . Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersamasama dia untuk mengiringkannya? (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 53) (Q.S. Shaad [38]: 21)

#### Keterangan

adalah kata jamak dari بسؤزة adalah kata jamak dari بسؤزة , artinya "gelang". Wazannya sama dengan أغمرة , yang merupakan jamak dari خمناز . Mujahid mengatakan, yang demikian itu apabila mereka menobatkan dua buah gelang dan mengalungkan sebuah kalung dari emas, sebagai tanda kebesarannya. 4

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 1 juz 1 hlm. 82.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm, 94.

<sup>2 /</sup>bid, jilid 9 juz 26 hlm. 57.

<sup>3.</sup> Muhtaarush Shihhaah, hlm. 17 maddah, ا س أبر Shafwaatut Tafaasiir, jilid 3 hlm. 360; Baca Al-Baghdhaa-u.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 25 hlm. 95.





# (ٱلْأَشْوَاقُ) Al-Aswaaq

Firman-Nya, وما ارَسَلْنَا فَبِلْكَ مِنَ الْرَسَلِينَ الْأَالِيَّمُ لِيَأْكُلُونَ Dan tidak Kami mengutus وَيَعَشُونَ فِي الْأَسْوَاق Dan tidak Kami mengutus para rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar.... (Q.S. Al-Furqan [25]: 20)

#### Keterangan

Aswaaq, adalah kata jamak, dari suuqun (ننون), "pasar". Ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa Muhammad saw. meski memiliki kelebihan menerima wahyu, ia juga tetap berjalan-jalan di pasar sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.

# (اشْتَرَى) İsytara

Isytara, "menjual", atau membeli. Menjual atau membeli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang atas dasar suka. Makna menjual juga berarti menukar sesuatu yang bernilai tinggi dengan sesuatu bernilai rendah, dan dinyatakan dengan menggelapkan fitrah diri. Sedangkan menjual sesuatu yang bernilai rendah dengan sesuatu yang bernilai tinggi adalah yang berjalan di atas fitrahnya.

Berikut penjelasan kata isytara yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Membeli kehidupan dunia dengan akhirat, yakni beriman sebagian dan kufur sebagaian terhadap Al-Qur'an: مُن ديارهم تظاهرُون فريقا منكم مِن ديارهم تظاهرُون عليْم بالالله والغُنوان وإن يأتُوكُم أَسَانِي تفادُوهُم وهُوَ مُحْرُمُ عَليكم إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمِنُونَ وإِن يأتُوكُم أَسَانِي تفادُوهُم وهُوَ مُحْرُمُ عَليكم إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمِنُونَ بِيعض فماجِزاء من يفعل ذلك مِنكُمْ الأَ بِيعض الْجِناءِ وتكفرون بيعض فماجِزاء من يفعل ذلك مِنكُمْ الأَ جَرْفِي الْحِياةِ الدُنيَا وَبُومِ الْقَهامةِ يُرْدُونَ إِلَى أَشَدُ الْفَقَابِ وَمَا اللهُ بِعَلْقُلْ عَمَا تعملُونَ (85) أُولَئك الدُينَ اشْتَرُوا الحياةُ الدُنيَا بِالْأَجْرِةِ بِعَلَى مَا اللهُ عَمَا تعملُونَ (85) وَلَئك الدُينَ اشْتَرُوا العياةُ الدُنيَا مِلْلاً فَهَا يُخْفَفُ عَلَى الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنصَرُونَ (QS. Al-Baqarah [2]: 86)
- 2) Menjual diri dengan kekufuran, diantaranya mengagungkan baghyan, dengki dan iri hati: بنسما اشتروا به انفشهم أن يكفروا بمأانزل الله بغيا أن يُزَل الله من فطله على من يتناء من عباده فباءو بغضب على غضب الله من عباده فباءو بغضب على غضب (Q.S. al-Baqarah [2]: 90)
- 3) Menjual diri dengan surga, yakni orang-orang mukmin: إِنْ اللهُ السَّرَى مِن المُؤْمِنِينَ أَنْفُسْهُمْ وَأَمُوالهُمْ بِأَنْ mukmin: لَهُمْ الْحَنْهُ يَقْالُونَ وَيَقْتُلُونَ وَنَقْتُلُونَ وَنَقْتُلُونَ وَغَدْا عَلَهُ حَقًا لِهُمْ اللّهِ فَاللّهُ حَقًا فِي النَّوْرَاةِ وَالإنجيلِ والقُورَان ومنَ أوق يِعهَدِهِ مِنْ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا فِي النَّوْرَاةِ وَالإنجيلِ والقُورَان ومنَ أوق يِعهَدِهِ مِنْ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا لِهِ النَّوْرَاةِ وَالإنجيلِ مَا النَّوْرَ النَّعْلِيمُ لَا المَّالِيمُ اللهِ وَدَلِكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

- 4) Membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni orang-orang munafik dengan hatinya yang berpenyakit, پنج النج واليوم الأجر المثاني مَنْ يقول ءامَنْ بالله واليوم الأجر ءامَنْ بالله واليوم الأجر إمامَنْ فرصا في يقد عنون الله والذين ءامنوا وما يقد عون إلا أنقشهم وما يشعرون (9) في فلويهم مُرضَ فراحمُم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون (10) وإذا قبل لهم لا تصدوا في الارض فالوا إنما نحن مصبحون (11) الا اتهم هم المؤسدون ولكن الايشعرون (12) وإذا قبل لهم فالمؤسدون ولكن كماءامن الشفهاء الإأثيم هم الشفهاء ولكن الإيعلمون (13) وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلوال شياطيهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستجزءون (14) الله يُستجرئ يهم ويشدهم في طغيايم يعمنون الدين اشتروا المثلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما (15) أولنك الذين اشتروا المثلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما مهتدين (9.5. كانوا مهتدين
- 5) Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yakni orang-orang fasik: المنظمة وإن يظلمون والمنظمة يرضونكم بأقواهم وتأبى قلونهم عليكم لايرقبوا فيكم الأولائمة يرضونكم بأقواهم وتأبى قلونهم وأكثرهم فاسقون (8) اشتروا بغايات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله وأكثرهم ساء ماكانوا يعملون (9]: 9).

# (أَشِحُنَةُ) Asyi<u>hh</u>atun

Firman-Nya, الشخة عليكة فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون الشخة عليك الخوف سلفوكم الليك تدوز أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلفوكم Mereka bakhil terhadapmu apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. (Q.S. Al-Ahzaab [33]: 19)

#### Keterangan

Asylihhatun adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah منعية, artinya kikir tidak mau menolong dan tidak pula mau memberikan manfaat (bantuan). Sedangkan منعنة على الغير pada ayat tersebut di atas ialah sangat bakhil dan sangat mengharapkan ganimah (rampasan perang).

# (الأشِرَ) Al-Asyiru

Firman-Nya, اسْتِعْلَمُونَ عَدَّا مِنَ الْكِتَابُ الْأَشْرِ Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. (Q.S. Al-Qamar [54]: 26)

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 7 juz 21 hlm. 136.



#### Keterangan

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa alasyiru mempunyai tiga makna, yakni: 1) bahwa al-asyiru adalah yang besar kedustaannya (al-'azhiimul-kadzib), demikian menurut As-Suday, 2) al-asyiru adalah al-bathru (sombong), dan 3) al-asyiru adalah yang melewati batas terhadap kedudukan/pangkat yang tidak berhak disandangnya.13

# (الأشعارُ) Al-Asy'aar

Bulu kambing.<sup>2</sup>] Kata ini tertera di dalam وَبُوْمَ اِقَامَتَكُمْ وَمِنْ أَصُوَافَهَا وَأَوْنَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ,firman-Nya dan waktu kamu bermukim:أَثَاثُا وَمَثَاعًا إِلَى حِينَ dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (Q.S. An-Nahl [16]: 80)

# (اشْمَأْزُتُ) Isyma'azzat

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخُدَهُ اشْمَازَتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لَا Firman-Nya, اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَخُدَهُ الشَّمَازَتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لَا Dan apabila hanya nama Allah saja يُؤْمِنُونَ بِالْأَخْرَة yang disebut, kesalahan hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. (Q.S. Az-Zumar [39]: 45)

#### Keterangan

Dinyatakan: اشْمَأَزُ بِالْأَمْرِ, dan di antaranya ismi'zaazan (الشَّمَأُولَةِ). Yakni, terasa sesak dan ingin lari darinya karena bençi.31 Kata tersebut menggambarkan kekesalan hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat tatkala nama Allah disebut-sebut. Sedang lawan katanya adalah al-istbsyar (yasytabsyiruun), yakni gembira, bergirang hatinya, lantaran nama sesembahan mereka disebut-sebut.4)

# (أصابغُ) 'Ashaabi

Firman-Nya, يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَاتِهُمْ Mereka : يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَاتِهُمْ menyumbat telinganya dengan anak jarinya (Q.S. Al-Bagarah [2]: 19)

#### Keterangan

Al-Ishbu' adalah nama yang terdiri atas persendian (as-sulaamay), kuku (azh-zhufuru), cakar (al-unmulah), daging yang mengelilingi kuku (al-uthrah), dan buku jari (al-burjumah) pada kuku, dan dipinjam untuk makna bekas, لَكَ عَلَى pengaruh secara hissiy, maka dikatakan لَكَ عَلَى menurut penilaianmu si fulan itu adalah . فُلاَن أَصَيْبُةٌ sombong, seperti perkataan anda, الك عليه بدّ , kamu benar-benar ada dalam kekuasaannya. 11

### (اصرٌ) Ishrun

... : قَالَ ءَأَقُرُرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي , Firman-Nya Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?"

#### Keterangan

adalah بهرأ Ash-Shabuni menjelaskan bahwa beban yang berat (ats-tsaglu wa syiddatu).21 ibnul Yazidi mengatakan, bahwa الأصنى, adalah menahan beban muatan yang tidak bisa terlepas beratnya kandungan.31 Ishrii, adalah perjanjian-Ku (غنيني), dan asal menurut lughat, adalah النفن Az-Zamakhsyari mengatakan, bahwa dinamakan امثري karena bersifat menguatkan dan mengikat (yasyuddu wa yu'aqqidu).41 Yakni di anatara kata yang mengungkapkan perjanjian yang dipergunakan terhadap para nabi. Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi, (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa Kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" Mereka mejawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 81)

<sup>1.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun 'ala Tafsir Al-Maawardi, jilid 5 hlm 415; menurut imam al-N. ،raghı الأشير adalah sangat sombong (Syodidul-Bathor). Sedangkan al-batharu itu sendiri pada asalnya, 'rasa takjub yang dialami oleh seseorang ketika menerima nikmat dengan sikap tidak baik dan tidak melaksanakan hak-haknya'. Lihat, Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 9 juz 27 hlm. 88.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 120

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin him.

<sup>4.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 83

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 281-282.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 180.

Ibnu Al-Yazidi, Ghoriibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 39.

<sup>4.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 blm. 213.





# (الْأَصِيْفَاد) Al-Ashfaad

Firman-Nya, وَءَاخَرِينَ مُقَرِّيْنَ فِي الْأَصْفَادِ Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. (Q.S. Shaad [38]: 38)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الأصنفاذ adalah kata yang berbentuk jamak, dan bentuk mufradnya منفث, yakni membelenggu kedua tangannya hingga tengkuk (leher). Penyair mengatakan:

فأبُوا با الْهَابِ وَبِا الْسِبَايَا

وَ أَبْنَا بِا الْمُلُولِّ مُصَفَّدِيْنا

"Mereka membuat orang-orang tak mau merampas, menawan dan menjadikan rajaraja terbelenggu"."!

Begitu juga firman-Nya, وَتَرَى النَّحْرِمِينَ يَوْمَئِنِ وَالْمَامُهُادِ Dan kamu akan melihat orangorang yang berdosa pada hari itu diikat bersamasama dengan belenggu. (Q.S. lbrahim [14]: 49)

# (اصْطَفَى) İshthafay

Firman-Nya, فَلِ الْحَمَادُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ (Katakanlah: "Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. (Q.S. An-Naml [27]: 59)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa منطفن dalam ayat tersebut adalah ikhtaarun, "pilihan". Asalnya adalah آلَصَهُوَةُ, yakni "menjadikan mereka bersih, murni dan tulus akhlaknya". أ

Al-Ishthifaa' ialah mengambil saringan (hasil) sesuatu. Sama maknanya dengan kata al-istishfaa', yang artinya menyaring (memilih). <sup>3)</sup> Pilihan Allah ditujukan kepada semua makhluk dari kalangan malaikat dan kalangan manusia, seperti dinyatakan, اللهُ يَمنَ الْكَانِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْكَانِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْكَانِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

Berikut obyek yang dituju dalam penggunaan kata ishthafay yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Berkenaan tentang diri Maryam, وَإِذْ قَالَتِ الْلَائِكَةُ مُهَامَرُهُمْ إِنَّ اللَّهُ اصْمُطَفَاكِ وَطَهُرَكِ وَاصْمُطَفَاكِ عَلَى فِسَاءِ الْعَالِمِينَ Dan (ingatlah) tatkala malaikat Jibril berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih kamu. menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 42) lmam al-Maraghi menjelaskan diterimanya Maryam sebagai hamba saleh yang berkhidmat (menjadi pelayan) Baitul Maqdis, padahal kedudukan tersebut hanya khusus untuk kaum laki-laki. Dan dipilihnya Maryam adalah adanya kekhususan yang dimilikinya. yaitu bisa melahirkan seorang Nabi tanpa disentuh oleh laki-laki. Pemilihan seperti ini tidaklah dinyatakan dengan perbuatan, tetapi dipersiapkan dan disediakan untuk kekhususan ini. Dalam hal ini, terkandung kesaksian yang membebaskan dirinya dari apa yang didakwakan oleh orang-orang Yahudi terhadap dirinya. 11
- Berkenaan dengan agama, إِنَّ اللهُ أَصَمَلَتُمَ لَكُمُ البَينَ
   Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 132)
- 4) Berkenaan dengan Musa, قَالَ يَامُوسَى إِنِّي اصَطَفَيَتُكَ Allah berfirman: "Hai 'اعْلَى النَّاسِ پِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي 'Hai 'Musa sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 144)
- 5) Berkenaan dengan Adam a.s., Nuh a.s., keluarga Ibrahim a.s., dan keluarga Imran, إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ءَادَمَ وَتُوحًا وَءَالَ إِبْرَامِيمَ وَءَالَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 33)
- 6) Berkenaan dengan diri Muhammad dan umatnya, وَالْنِي أَوْحَهُنَا إِلْيَكَ مِنَ الْكِتَابِ مُوْ الْحَقُ مُصَدِقًا (31) يُّا يَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللهَ بِمِهَادِهِ لَمُعِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمْ أَوْرَفُنَا الْكِتَابِ الَّذِينَ

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 120.

Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 197.

<sup>3.</sup> ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 142; Ar-Raghib menjelaskan bahwa ash-shafar ialah menghilangkan sesuatu dari adanya campuran, di antaranya ash-shafay dipergunakan sebagai nama pada sebuah batu licin (al-hijaaratush-shafiyoh). Seperti, innash-shafa wal-marwah. (al-ayah). Mu'jam Mufrodat Alfoazhil Qur'an, hlm. 291.

<sup>1.</sup> Al-Maroghi, Op. Cit., jilid 1 juz 3 hlm. 150.



اصْطَفَيْنا من عبادنا فمنهم ظالمُ لنفسه ومنهم مُفَتَصدُ ومنهم سابِق بالخيرات باذن الله ذلك هوانفضلُ الْكِيرْ (32} خِنَاتُ عنن يدخَلُونها (يَعلُونَ فيا مِنْ أَسَاور مِن ذَهْبِ وَلُولُوا وَلْبَاسُهُم فِيها حريرٌ (Q.S. Fathir [35]: 32)

Berkenaan dengan tampilan ayat yang terakhir (Q.S. Fathir [35]: 32), Imam An-Nasafi (w. 710 H) menjelaskan di dalam kitab Tafsirnya bahwa ayat tersebut berbicara terhadap Muhammad, para sahabat dan umatnya. Allah Swt. memilihnya melebihi dari seluruh umat sebelumnya, karena beliau saw. membenarkan para rasul sebelumnya berikut kitab-kitabnya, dan menjadi saksi atas semua umat. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan 3 (tiga) kriteria umatnya: pertama, هَاللَّهُ لنفسه, yakni, yang kembali kepada perintah Allah. kedua, مُقْتَصِدُ, yakni, yang masih tercampur amal salihnya dengan keburukan. Dan ketiga. سابقُ بالْغيَراتِ, yakni, takwil dari bunyi ayat; والمنابقون الأوّلون, "orang-orang yang terdahulu menyatakan keislamannya", 1 bunyi والشَّابِقُونِ الأَوْلُونِ مِن المُهَاجِرِينَ والأَنصِارِ والَّذِينَ :selengkapnya التبغوهم بإخسان رضى الله عنهم وزضوا عنه وأغذ لهم جنات نجري نعتها :Q.S. At-Taubah [9]) الأنهاز خالدين فيها أبدًا ذُلِكَ الْفَوْزُ العظيمُ 100).

Ibnu 'Athiyah menjelaskan bahwa didahulukannya dhalimun linafsih, karena ia tidak menggantungkan sesuatupun selain rahmat Allah; sedang muqtashid ialah yang lurus dalam memegang teguh perkara-Nya, dan tidak memihak satu dari dua golongan, bahkan ia tetap lurus berada di tengah. Ketiga golongan tersebut berada dalam lingkaran kebaikan sebagai hamba pilihannya.<sup>2</sup>1

Menurut riwayat dari 'Aisyah r.a., bahwa saabiqul khairaat adalah yang menyatakan keislamannya sebelum hijrah; muqtashid adalah yang menyatakan keislamannya setelah hijrah; dan zhalimun linafsih adalah kita.<sup>3</sup>]

Kata ishthafay adalah kata yang bernuansa kebaikan. Dan ishthafa adalah kata yang dipergunakan Allah Swt. terhadap para hamba-Nya yang dipilih menurut kehendak-Nya. Semua hamba yang dituju dengan menggunakan kata *ishthafa* berada dalam lingkaran rahmat dan ampunan Tuhan, dan selanjutnya mendapat balasan surga sebagaimana rincian di atas.

## (أَصِلُّ) Ashlun

Firman-Nya, كَشْجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصَلَهَا فَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ... seperti pohon, akarnya teguh dan cabangnya ke langit. (Q.S. Ibrahim [14]: 24)

#### Keterangan

Dikatakan, كَانَا وَفَعِدُا أَصِيلُ وَفَلانُ لا أَصِلُ كَذَا، وَفَعِدًا أَصِيلُ وَفَلانُ لا أَصِلُ لَهُ وَلا (menghubungkan secara asalnya begini, dan kemuliaan yang pokok, dan si fulan yang tidak mempunyai asal-usulnya, dan tidak ada jarak). المُنقَلُ كُلُ adalah الأَصلُ adalah الشَّيَ (dasar tiap-tiap sesuatu) dan jamaknya<sup>21</sup> أَصْدَلُ

## (اَلْأَصِنامُ) Al-Ashnam

Al-Ashnam adalah kata jamak dari مناة (berhala) yaitu sesuatu yang terbuat dari kayu, batu atau logam, sebagai model dari barang lain yang faktual, atau fiktif, dengan tujuan akan diagungkan sebagai sesuatu yang patut disembah.<sup>31</sup>

# (أَصُوَافٌ) Ashwaafun

Firman-Nya, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا أَثَاثًا . Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu. (Q.S. An-Nahl [16]: 80)

#### Keterangan

Ashwaaf adalah kata bentuk jamak, dan mufradnya adalah ash-shuff. Yakni, rambut yang menutupi bulu pada kulit. 4

# (أَصِيلًا) Ashiilan

Firman-Nya, نَمِي نُمَلَى عَلَيْهِ بِكُوهُ وَأَصِيلًا . maka dibacalah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan *petang*. (Q.S. Al-Furqan [25]: 5), (Q.S. Al-Ahzab [33]: 42)

An-Nosafi, Al-Imam 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud,
Madaarikut Tanzil wa Haqaa-qut Ta'wiil, jilid 2 him. 388; takhriji: Syaikh
Zakariya Umairgat, Daar Al-Kutub Al 'Ilmiyah, Beirut-Libanon

<sup>2.</sup> Al-Muharrar Al-Wajiiz, juz 12 hlm. 250-251.

<sup>3.</sup> *Ibid*, hlm 248

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op.Cit., hlm. 15.

ا ص ل Janu Manzhur, Op.Cit., Jilid 11 hlm 16 maddah اص ل

<sup>3</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 50, lihat surat Al-A'raaf [7]: 138.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab shad film. 529.



Keterangan

Ibnu Al-Yazidi mengatakan bahwa اَلْصِيْل ialah waktu antara waktu antara asar sampai malam hari. <sup>11</sup> Dan begitu juga kata *Al-Ashaal* adalah jamak dari *ashiil*, yakni petang hari, dari waktu Asar sampai terbenamnya matahari (waktu senja). <sup>21</sup>

## (أَضْفَاتُ) Adhghaatsun

Firman-Nya, قالوا اطَعَاتُ أَخَلَامٍ Mereka menjawab: "(itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong. (Q.S. Yusuf [12]: 44)

Keterangan

Adhghaatsu ahlaamin, adalah kata yang menunjukkan terhadap sesuatu yang tak berguna. Ibnu Al-Yazidi mengatakan, adh-dhightsu, adalah mil'ul-yadi minal-hatsisyi wa maa asybaha dzaalika, yakni tangan yang dipenuhi rumput kering atau yang sejenisnya. 31 Adh-dhightsu jamaknya adhghaats. Dan adhghaatsu ahlaamin adalah mimpi yang kacau dan sulit ditakwil. 41

Pada surat Al-Anbiya' dinyatakan: بن قالُوا أَصْفَاتُ أَخَلامٍ بَلِ افْتُواهُ بَلُ مُوشَاعِرٌ قَلْيَاتِنَا بِنَائِةٍ كَمَا أَرْسِلُ الْأَوْلُونُ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 5)

Bal adalah kata pengingat untuk berpindah dari satu tujuan kepada tujuan lain. Tidak ada pengingatan di dalam Al-Qur'an, kecuati datam struktur kalimat seperti ini. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Maka struktur kalimat bal qaalu adhqhaatsu ahlaamin bal iftaraahu bal huwa syaa'ir, yang disebutkan secara bertahap menunjukkan tingkat kerusakan kata-kata itu. Keadaan Al-Qur'an sebagai sihir lebih bisa diterima oleh mereka dibanding keadaannya sebagai impian yang kalut, sebagaimana dikatakan, sesungguhnya di antara penjelasan ada yang benar-benar merupakan sihir. Lain halnya dengan perkatan yang ngawur yang tidak teratur dan tidak mempunyai kesamaan dengan susunan yang indah ini. Sedang tuduhan mereka, bahwa Al-Qur'an adalah hasil pengada-adaan, adalah sangat mustahil, karena beliau sudah terkenal dengan kepercayaan dan kejujurannya.

Di samping itu mereka adalah orang yang paling bisa membedakan antara perkataan yang berbentuk *nazham* dengan yang berbentuk *nasr*, dan antara indikasi syair dan indikasi pembicaraan ini. <sup>13</sup> Baca sya'ir.

## (أَضِعَافًا مُضِاعَفَةُ) Adh'aafan Mudhaa'afatan

Firman-Nya, الأ تأكلوا الزبا أطبعافا لمطاعفة ...janganlah memakan riba dengan berlipat ganda. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 130)

Keterangan

Yakni, kata yang menyifati praktek riba di masa jahiliyah. Dan أضعافا مضاعفة artinya "berlipat ganda".

## (أَضُغَانَكُمُ) Adhghaana-kum

Firman-Nya, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَرضٌ أَنْ نَنْ يَخْرِجُ Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. (Q.S. Muhammad [47]: 29)

Keterangan

Adhghaan adalah jamak dari dhighnun, artinya kedengkian yang amat sangat. Dan, نصافن القرة واطنقفن, artinya kamu itu memendam kedengkian-kedengkian. Orang berkata:

قُلُ لِإِبْنِ هِنْدِ مِاأَرْدَتَ بِمُنْطِقَ

ساء الصبديق وسيد الاضغانا

"Katakanlah kepada anak hindun, apakah maksudmu dengan perkataan yang menyakiti perasaan kawan dan memperkuat kedengkian-kedengkian itu."<sup>2</sup>]

# (أَطُوَارًا) Athwaaran

Firman-Nya, وَقَدَ خَلَقُكُمْ أَطُوارًا Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. (Q.S. Nuh [71]: 14)

Keterangan

Ath-thaur (الفؤر), "berulang-ulang", "batasan", "sesuatu yang berada pada batas sesuatu", dan jamaknya<sup>3</sup> أَفُوارُاً. Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa أَفُوارُاً ialah keadaan dan tingkat. Yakni, pada satu thaur mereka adalah

<sup>1.</sup> Gharubul-Qur'on wa Tafsiiruhu, hlm. 144.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., yilid 3 juz 9 hlm. 154

<sup>3.</sup> Gharubul-Qur'an wa Tafsiiruhu , hlm. 85.

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wosith, juz 1 bab dhat him. 547,

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 4, 7.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 9 juz 26 hlm 68.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' him. 570.



nutfah (cairan sperma), pada thaur lain mereka adalah 'alaqah (gumpalan darah), pada thaur lain mereka menjadi mudhghah (tulang belulang), kemudian tulang belulang ini dibungkus dengan daging (al-'izhaamu), kemudian dibentuklah makhluk tain, yakni manusia yang tegak. 1]

## (اِعْتَدَى) l'tada

Firman-Nya, فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُم فَاعَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِيثَل Oleh karena itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya kepadamu... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 194)

#### Keterangan

"membalas *l'tada* adalah serangan", "menyerang", sama halnya dengan kata I'tadaa dalam persoalan pembunuhan, yakni membalas dendam terhadap pembunuh sesudah memberi maaf.21 Sedang Mu'tadiin berarti melewati garis kebenaran (al-haqq).3] Ibnu -Manzhur menjelaskan bahwa الإغيداء والنُعدي والعُدُوانُ, ialah غَدًا عَلَيْهُ عِدُوًا وَعِدَاءَ تُعِدِّى menganiaya diri). Dan) الْطُلَمُ semuanya menunjukkan ,واعْتُدَى وَعُدُواْ وَعُدُوانًا وَعِدُوانًا arti ظمة (kezalimannya). الملمة (kezalimannya). الملمة dan menutup dirinya dengan sinar petunjuk menjadikannya sifat melampaui batas, dan di antara sifat melampaui batas pada sisi yang lain ialah mendustakan hari kiamat, yang diungkapkan Dan tidak ada yang : وَمَا يُكذُبُ بِهِ الْأَكُنُّ مُعَنِّد أَتِيم , Den tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 12)

## (اعْتَرَل) l'tazala

Firman-Nya, وَيُسَالُونَكَ عَن الْحَيْضِ قُلْ هُوَ اذَى فَاعَاتُولُوا Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; (Q.S. Al-Bagarah [2]: 222)

#### Keterangan

غَرَّلَ الشَّيِّيَ Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa نْخَاهُ جَائِبا فَنَنْجَى yakni , يَعْزَلُهُ عَزَلُهُ وَعَرَّلُهُ فَاعَتُرُلُ وَإِنْغَزَلُ و تَعْزُلُ (menjauhinya, meninggalkan). <sup>11</sup> Sedangkan فَاعْتَرْلُوا pada ayat tersebut maksudnya ialah tidak melakukan hubungan seksual dengan istri pada waktu datang bulan. <sup>21</sup>

Sedangkan أَوْعَتِرَانُ adalah menjauhkan diri dari penyimpangan (tak mau terlibat di dalam penyimpangan), yakni beribadah أَوْعَدِا أَمُ Seperti yang dialami oleh ashabul-kahfi, sebagaimana firman-Nya, وَإِذَ اعْتُرُلْتُنُومُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوا إِلَى Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 16)

Kata uzlah di sini dimaksudkan untuk membentengi diri dari perbuatan maksiat dan kedurhakaan yang dilakukan oleh orang-orang sekelilingnya, seperti dikatakan: مَنْرَفُتُمْ وَ تَنْفَيْتُ عَيْهُمْ (aku meninggalkan, menyingkir dari mereka). Begitu juga yang terjadi pada diri lbrahim a.s. yang diungkapkan di dalam firman-Nya, قَلْمُنَا اعْتَرَلُهُمْ وَمَا يَعْيَلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ (Q.S. Maryam [19]: 49) yakni, lbrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain dari pada Allah.

Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa اَلْإِغَيْرَانُ adalah menghindari sesuatu, baik dengan tubuh atau dengan hati, sebagaimana orang mengatakan:

يَا بَيْتُ عَاتِكُهُ الَّتِي أَتُعَرِّلُ

## خذر العِدَاوَيْهِ الْفُؤَادُ مُوكُلُّ

"Hai keluarga Atikah yang aku jauhi, lantaran takut permusuhan terjadi. Meski aku terpaut padanya sepenuh hati."<sup>5)</sup>

Pengertian yang sama juga tertera di dalam firman-Nya, نَانَ لَمْ تَوْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 21) maksudnya yang dikehendaki adalah jika mereka tidak beriman kepadaku maka janganlah mereka berada bersamaku.<sup>6)</sup> Yakni, jika kamu

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 29 hlm. 81; dikatakan 'adao thaurahu yakni gadrahu (ketentuannya). Uhat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 217

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 60.

<sup>3.</sup> ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 74

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Lisoanul 'Araab, jilid 15 hlm. 33 maddah ...

<sup>1.</sup> Ibid. jilid 11 hlm. 439

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 155

<sup>3.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 11 hlm. 439.

<sup>4.</sup> Lisganul 'Araab, jilid 11 blm. 439

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 124. 6. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 11 hlm. 439.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku memimpin Bani Isra'il.

## (أَعْجَازُ) A'jaazun

Firman-Nya, أَعْجَازُنْخُلِ خَاوِنِة: Tunggal-tunggal pohon kurma yang telah kosong (lapuk). (Q.S. Al-Haqqah; 69: 7)

#### Keterangan

Yakni, sebuah perumpamaan ditiupkannya angin kepada kaum 'Aad setama tujuh malam dan delapan hari secara terus menerus. Kemudian mereka mati bergelimpangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa a'jaazun adalah angin yang terjadi di akhir musim dingin. 'I Sedangkan firman-Nya, أعَجَازَ نَعْلِ مُنْقَعِر Pokok kurma yang tumbang. (Q.S. Al-Qamar [54]: 20) Yakni, sebuah azab Allah berupa angin kencang yang menimpa kaum 'Aad pada hari nahas secara terus menerus. (Q.S. Al-Qamar [54]: 19)

# (أَعْجَمِيُّ) A'jamiyyun

Firman-Nya, إِنَّمَا يُعْلَيْهُ نِشْرُ لِسَانُ الَّذِي يَلْجَنُونَ إِلْيُهِ. Sesungguhnya Al Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa `Ajam, (Q.S. An-Nahl [16]: 103)

#### Keterangan

Dikatakan, رَجِن مُتَعَمِين وَ إِمَرَاةٌ عَجَمِي وَ الْمَرَاةُ عَجَمِي وَ الْمَرَاةُ عَجَمِي وَ الْمَرَاةُ عَجَم berarti laki-laki dan wanita itu tidak fasih untuk menyampaikan maksudnya. Al-a'jamiyyu dan al-a'jamu, berarti orang yang tidak fasih pembicaraannya, baik dia orang Arab maupun bukan orang Arab. Maka dikatakan: زيادُ الْأَعْجَم, yaitu seorang Arab yang lidahnya berat untuk berbicara.<sup>21</sup>

# (أَعِدُّ) A'iddu

Firman-Nya, وَاَعَدُوا لَهُمَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ فَوَةٍ وَمِنْ Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak

mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. Al-Anfaal [8]: 60)

#### Keterangan

Al-l'dadd ialah mempersiapkan untuk masa depan. Dan a'idduu pada ayat tersebut maksudnya ialah mempersiapkan apa saja yang dapat menggetarkan musuh-musuh Allah dalam peperangan. Dan di antaranya ialah kendaraan berkuda. Begitu juga kata l'tada, seperti firman-Nya, المنافية المنافية Sesungguhnya Kami sedia-kan kepada orang-orang zalim itu neraka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29)

## (أُعدَّتُ) U'iddat

Firman-Nya, أَغِرْتُ اللّٰهِ وَاسْلِهِ اللّٰهِ وَلِسُلِهِ. Dijanjikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yakni, dijanjikan kepada orang-orang yang berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah berupa surga yang luasnya langit dan bumi. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 21)

## (اَلْاَعْرَابُ) Al-A'raabu

Al-A'raabu: Orang-orang Arab Badui. Mereka adalah sekelompok orang yang hidup di daerah pedalaman, yang jauh dari keramaian kota. Mereka memilih hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka adalah sekelompok orang yang hidupnya berpindah-pindah. Selanjutnya Al-Qur'an menggambarkan perilaku mereka: Orang-orang Arab gunung itu lebih keras dalam kekufurannya dan kemunafikannya, mereka banyak yang tidak mengetahui atas-batas-batas larangan-Nya. Namun yang demikian itu Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 97).

Di sejumlah ayat mereka disifati dengan الأغزاب اشدُ كُفْرا: Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafirannya. Sejumlah ayat al-Qur'an banyak mengupas perihal sifat-sifat mereka, di antaranya:

 Pandangan mereka bahwa menafkahkan harta di jalan Allah adalah bentuk kerugian.

<sup>1.</sup> Ringkasan Yafsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 793

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 141

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 4 juz 10 hlm. 23.

•

Seperti dinyatakan: Di antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang memandang bahwa apa yang dinafkahkannya di jalan Allah) sebagai suatu kerugian dan dia menimpamu; menanti-nanti marabahaya (padahal) merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan di antara orang Arab Badui itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu, sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan kepada mereka mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga)nya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. At-Taubah [9]: 98-99)

- 2) Sifat munafik yang ada pada diri mereka, seperti dinyatakan: Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. (Q.S. At-Taubah [9]: 101)
- 3) Mereka yang banyak mengemukakan udzur seperti dinyatakan: Orangberperang, orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan: "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah: "Maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat hagimu. Sebenarnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Fath [48]: 11)
- Mereka yang memendam kedengkian, seperti dinyatakan: Orang-orang Badui

yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil harta rampasan: "Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu; mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah: kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami; demikian Allah telah menetapkan sebelumnya", mereka akan mengatakan: "Sebenarnya kamu dengki kepada kami". Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). .. (Q.S. Al-Fath [48]: 15-16)

## (اَلْأَعْرَاجُ) Al-A'raj

Al-A'raj: Orang yang pincang. Adalah di antara kebolehan makan di rumah Rasulullah saw. Begitu juga mereka yang buta, dan mereka yang sakit. (Q.S. An-Nuur [24]: 61)

## (أَلْأَعْرَافُ) Al-A'raaf

Firman-Nya, وَنَادَى اصَعَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ Pan crang-orang yang di atas A`raaf memanggil beberapa orang (pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dengan tandatandanya dengan mengatakan: "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 48)

#### Keterangan

Al-A'raaf adalah jamak dari 'urf (wazannya sama dengan al-quuf), yaitu puncak dari sesuatu dan setiap yang tinggi dari tanah atau lainnya. Dari kata-kata ini kita katakan, غُرُفُ ("jengger ayam jantan", dan juga, عُرُفُ السَّعَابِ, "jambul kuda", dan juga, عُرُفُ السَّعَابِ, "puncak hubungan awan".1

## (اِعْصَارٌ) l'shaarun

Firman-Nya, بغضارٌ فِيهِ نَارٌ Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 266)

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Crt., Jilid 3 juz 8 hlm. 155.



Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa, I'shaaru, adalah angin yang kuat (besar). Angin ini bentuknya memutar, kemudian ke atas membawa debu dan segala yang bisa dibawanya ke atas, sehingga bentuknya seperti tiang. <sup>1</sup>]

## (اَلْأَعْقَابُ) Al-A'qaabu

Firman-Nya, نُوْرَهُ عَلَى أَعْفَائِنَا يَعَدُ إِذْ هَدَانا اللَّهُ ... dan (apakah) kita dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita..... (Q.S. Al-An'am [6]: 71)

Keterangan

Al-A'qaabu (الْعَقَابُ) adalah kata jamak, dan bentuk mufradnya عَفَّة, yakni mengundurkan kakinya. Orang Arab mengatakan kepada orang yang lumpuh setelah kuat berjalan dan sehat, atau orang yang jatuh setelah (kedudukannya) di atas, atau orang yang mundur setelah maju bersama Muhammad saw., dinyatakan; نكفن عَنَى, artinya ia telah menarik diri, mundur. berbalik ke belakang. Maksudnya, "dalam hal kembali ke belakang". Kemudian, kata tersebut dipergunakan secara umum sebagai "setiap yang berpaling lagi tercela".<sup>2</sup>J

Begitu pula firman-Nya, أفين مات أو فَبَل انْفَلَيْنُم Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang(murtad)? (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 144)

كاتيا جانُّ ولَى مَدْيِوا ولمْ يُعقِب ,Adapun firman-Nya كاتيا جانُّ ولَى مَدْيِوا ولمْ يُعقِب (Q.S. An-Naml [27]: 10) Maka, lam yu'aqib maksudnya ialah tidak kembali dan tidak menoleh ke belakangnya. Ini berasal dari perkataan: مَقْبَ النَّفَائِل, "orang yang berperang itu berbalik setelah lari". <sup>11</sup>

## (اَلْأَعْلاَمُ) Al-A'laamu

Firman-Nya, الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ: Kapalkapal (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 32)

Keterangan

Kata اَلْغَلامُ, adalah kata Jamak dari عَلَمُ artinya "gunung". Al-Khansa' dalam menyesali kematian saudara lelakinya, Sakhar berkata:

وَأَنَّ صَغُرًا الْتَأْءِ ثُمُّ ٱلْهُذَاةُ بِهِ

كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رأسهِ نَارٌ

"Sesungguhnya Sakhar benar-benar menjadi panutan para pencari petunjuk seakanakan ia sebuah gunung yang di puncaknya terdapat api.<sup>27</sup>

## (اَلاَعْلُوْنَ) Al-A'launa

Firman-Nya, فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم Janganlah kamu الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم lemah dan janganlah minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala kamu. (Q.S. Muhammad [47]: 35)

Keterangan

Dan علا الزجل , berarti mengalahkannya (qaharahu wa ghalabahu). <sup>3</sup> A'launa pada ayat tersebut maksudnya ialah yang paling berhak mendapat kemenangan artinya orang-orang yang menang. <sup>9</sup> Yakni, mereka yang disertai Allah.

## (اَعْنَابٌ) A'naabun

Al-'inab dikatakan terhadap buah anggur, dan untuk anggur itu sendiri, bentuk tunggalnya جَنْتُنِيْ مِنْ أَغْنَابٍ , dan jamaknya<sup>5)</sup> اعْنَابِ . Misalnya, جَنَبة Dua buah kebun anggur. (Q.S. Al-An'am [6]: 99)

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 36; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 348.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 163-164.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 121.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 9 juz 25 hlm.

<sup>3</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab 'ain hlm. 527.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 26 hlm. 73.

Mu'jam Mufradat Alfaazhi Qur'an, hlm. 361; dan menurut Az-Zamakhsyari al-a'naob adalah al-karamu wa al-kawaa'ib (buah anggur). Al-kasysyaaf, juz 4 hlm. 210.



## (اَلْأَعْنَاقُ) Al-A'naaq

Firman-Nya, إِنْ نَشَأَ نُنْزِلُ عَلَيْهُمْ مِنْ السَمَاءِ عَايَةُ فَطَلْتُ Jika Kami kehendaki niscaya أَعْنَافُهُمْ لَيَا خَاضِعِينَ Jika Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 4)

Keterangan

Al-Kalbi menjelaskan bahwa الأغثاق adalah jamak dari غنق yakni bagian anggota badan kita (kuduk). Dan al-a'naaq pengertiannya ditujukan kepada orang-orang yang tertunduk (خاصية) dan orang-orang yang berpikir (al-'uqalaa') karena sandaran al-ala'naaq kepada الغفاة. Oleh karenanya al-'uqalaa' disifati dengan sifatnya yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya; ada yang mengatakan al-a'naaq adalah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua (النؤساة) di kalangan manusia yang diserupakan dengan al-a'naaq sebagaimana keberadaannya yang ditengarai sebagai pusat dan tiang penyangganya."

Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, Fathul-Qadiir, bahwa bunyi ayat: فطلت أَمْنَافَهُمْ لَيَا خَاضِعِينَ, struktur kalimat asalnya ialah فَطَلُونَ لَهَا خَاصِعِينَ, lalu ditambahkan kata al-a'naaq untuk memperkuat kepastian akan gambaran mereka, karena al-a'naaq sendiri adalah tempat ketundukan (maudhi'ul-khudhuu').<sup>21</sup>

# A'yaabun (آغْيَابٌ)

Firman-Nya, فَأَوْفَ أَنْ أَعِيهَا: Aku bertujuan merusakkan bahtera itu. Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 79)

#### Keterangan

Al-ʻaib dan al-ʻaab adalah perkara yang dengannya sesuatu itu menjadi tempat menetap karena terdapat kekurangan. Dan perkataan, غنية berarti aku menjadikan dia sebagai tempat kekurangan adakalanya berupa perbuatan atau perkataan, hal itu apabila anda mencelanya seperti ucapan anda, عَبْثُ فُلاتا (aku mencela si fulan). أ

Sedang, أَمِينِا yang tertera pada ayat di atas ialah aku (Khidhir) menjadikannya mempunyai cacat (مُوْفِئة, melubanginya), dengan mencabut apa yang telah aku cabut dari padanya.<sup>21</sup>

## Aghlaalan (اَغُلاَلًا)

Firman-Nya, إِنَّا جَمِلْنَا فِي أَعْنَافِهِمْ أَغَلَالًا فِيهِ إِلَى الْأَذْقَانِ Sesungguhnya Kami telah memasang خَيْمٌ مُفْمَحُونَ belenggu di leher mereka sampai ke dagudagu(mereka) lalu mereka terdangak. (Q.S. Yasin [36]: 8)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Ghullun (aghlaalun), adalah al-qayyidulladzi yadha'u fil-yad (ikatan yang diletakkan di tangan (borgol). Dan terkadang borgol tersebut mempertautkan antara tangan dan leher. Kata tersebut merupakan tamsil tentang keadaan orang-orang musyrik yang tersesat, seperti orang yang menjadikan tangannya terbelenggu dan menggabungkannya ke tengkuk, dan ia membiarkan kepalanya terangkat ke atas dalam keadaan yang tidak bisa diturunkan lagi.

Di dalam Tafsir Al-Jalalain dinyatakan, ini merupakan tamsil, maksudnya bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya ketetapan hati untuk beriman. Dan mereka tidak bisa menurunkan kepala seperti sedia kala (setelah ia mendongak ke atas). Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna ayat tersebut, ialah Kami jadikan mereka itu sebagai yang dicap sebagai lambang "kesengsaraan", karena terbelenggu tangan di tengkuknya. Dan dilekatkan tangan beserta tengkuknya dengan posisi berada di bawah janggutnya. Lalu diangkat kepalanya ke atas yang dengannya ia menjadi terbelenggu. 31

Sedangkan نَفْعَخُونَ adalah الرَّافِعُ رَأْسَهُ adalah الرَّافِعُ رَأْسَهُ Orang yang terangkat kepalanya ke atas; dan cukup dengan menyebutkan al-ghullu dalam hal "tengkuk" dari pada menyebutkan kedua tangan. Karena al-ghullu hanya dikenal sebagai

<sup>1.</sup> At-Tashil li-'Uluumit-Tanziil. juz 2 film. 114; Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa رحكت عَنْهُ الساس kelompok-kelompok. Dikatakan, رحكت عَنْهُ الساس berarti telah datang sekelompok manusia. Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 7 juz 19 hlm. 45.

<sup>2.</sup> Fathul-Qadiir, jilid 4 hlm. 93-94.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm 366.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 6.

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 7.

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang menyatukan/melekatkan kedua tangan ke tengkuk. Abu Su'ud mengatakan: Diserupakan keadaan mereka itu sebagai orang yang dibelenggu lehernya.<sup>1]</sup>

## (افْتَرَى) İftaraa

Firman-Nya, فَعَنِ اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ يَعْدِ ذَلِكَ Maka barangsiapa mengada-ada-kan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 94)

Keterangan

Dikatakan, افَتَرَ الفَوْل , artinya mengadaadakan. Dan فَرَى الشَّيَّةَ - فَرَباً yakni al-kadzab (dusta). أَمْ كَذَبُا فَرَنَا وَلِفَتْراهُ , Yang berarti المُختَّفَةُ (membuat-buat dusta). Dan riwayat dari Al-Lahyani, dinyatakan: رَجُلُ فَرِيُّ وَ مِفْرَى dikatakan demikian karena ia benar-benar melekat sifat dustanya. 3

Iftiraa' adalah menyimpang dari sumber aslinya, di antaranya menipu, memalsu, mengaburkan sesuatu yang asli. Sebuah langkah yang dilakukan secara sengaja, lantaran keimanan tidak ada di dalam hatinya. Ar-Raghib menjelaskan, Al-Iftiraa' adalah membuat-buat dusta. Membuat-buat dusta terhadap Allah adalah meriwayatkan perkataan dari Allah yang tidak pernah difirmankan-Nya, atau bisa juga bermakna "menjadikan sekutu-sekutu". Seperti firman-Nya: الله مُعَالِيةُ مُنِيّا وَمَا تَعَالُ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَهُ المُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَعُونَ مُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَعُلِينَ لَعُلِينَ لَعُلِينَ لَعُوْمِنِينَ لَعُلِينَ لَعُلِينَ لَعُلِينَ لَعُمْ لِللهُ كُلِينَ لَهُمُ لِلْمُعْلَى لَعُلِينَ لَعُلِينَ لَهُ مُؤْمِنِينَ لَعُلِينَ لَهُ مُعْلِينًا لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمُ لِعِلْمُ لِعُلْمِ

Dan firman-Nya, إِنَّهَا يَقْتُبُ الْنَبِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (Q.S. An-Nahl [16]: 105)

بِلَ فَالُوا أَصْفَاتُ أَخَلَامٍ بِلِ Begitu pula firman-Nya, بِنَ فَالُوا أَصْفَاتُ أَخَلامٍ بِلِ Bahkan mereka: افْتُراهُ بِلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاتِنَا بِالِهِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ berkata (pula): "(Al-Qur'an itu adalah) mimpi-

1. Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 7.

4. Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 393.

mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus". (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 5)

# (أُفِّ) Uffin

Firman-Nya, فَلاَ تَقُلُ لَهُمَا أَفَّ .... maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah".

Keterangan

Uffin adalah nama suara untuk menyatakan kejengkelan dan sakit hati. Orang mengatakan: لا تغن الخلان أفي "janganlah kamu mengganggu si fulan dengan suatu gangguan pun atau hal yang tak disukai". "I Arti selengkapnya, berbunyi: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al-Isra' [17]: 23)

Dan dijelaskan pula bahwa Uffin dimaksudkan dengan kata yang menunjukkan bahwa orang yang mengatakannya dalam keadaan gelisah dan merasa sakit karena suatu perkara. <sup>21</sup> Sebagaimana firman-Nya, أَفِي لَكُمْ وَلِنَا تَعْنِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ £ Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 67) (Q.S. Al-Ahqaaf [46]:

# (اَلْأُقُق) Al-Ufuq

Firman-Nya, وَمُوْ بِالْأَفْقِ الْأَغْنَى: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. (Q.S. An-Najm [53]: 7) (Q.S. At-Takwir [81]: 23) (Q.S. As-Sajdah [41]: 53) Kata ini dimuat sebanyak tiga kali.

1. Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 15 hlm. 31.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab fa hlm. 687.

<sup>3.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 15 hlm. 154 maddah 1, 4

<sup>2.</sup> Ibid, jilld 6 juz 17 hlm. S0; Ibnu Faris berkata: أَوْ يَكُو أَنْهُ , apabila ia menggerutu (ketika) orang mencelanya. Yakni, berkata "chh" Dan يَوْلُ أَلْهُمْ badalah lelaki yang banyak menggerutu. Ibnu Faris, Abu "Husein Ahmad bin Zakariya, Mu"jam Maqoayiisul-Lughah, Cet ke-1 Daar Hayaa" Al-Kutub Af-Yarabiyyah "Itsa Al-Baabi Al-Halabi, Juz 1 hlm. 16; maddah, أوْ المُحالِّمُةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



Keterangan

الافاق lmam Al-Maragi menjelaskan bahwa إلافاق ialah penjuru-penjuru berupa bumi sebelah timur, barat utara maupun selatan, sebagai jamak dari أفن (huruf hamzah dan fa' didhammahkan) atau فن (huruf hamzah didhammahkan sedang fa' disukun).

## (أَفَاقَ) Afaaqa

Firman-Nya, غَنْمَا اَفَاقَ قَالَ مُبُعَالِكُ ثُبُتُ إِلَيْكَ Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Mahasuci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau... (Q.S. Al-A'raaf[7]: 143)

Keterangan

Afaaqa ialah akal dan pikirannya kembali lagi padanya setelah hilang karena pingsan.<sup>2</sup>

## (إفكٌ) lfkun

Firman-Nya, النَّبَينَ جَابُوا بِالْوَقَاتِ عُصَابُةً مِنْكُمْ ... Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga.... (Q.S. An-Nuur [24]: 11)

Keterangan

A.Hassan di dalam tafsirnya *Tafsir Al-Fur-qaan* membawakan sebuah riwayat, yang berbunyi:

"Dalam peperangan dengan bani Musthaliq, Aisyah kehilangan kalung. Di antara ia mencari kalung yang bercecer itu sekedupnya berangkat bersama kafilah. Ahli kafilah itu tidak sadar bahwa 'Aisyah ketinggalan. Kemudian, Shafwan bin Al-Muaththall yang berangkat belakangan tampak 'Aisyah. Maka dengan tidak berkata apapa kecuali dengan mengucapkan, Inna lillaahi wa inna ilaihi Raaji'uun. Ia persilahkan Aisyah naik di sekedupnya. Lalu ia pimpin unta itu sampai bertemu kafilah. Maka kaum munafiqin, terutama ketua mereka yang bernama 'Abdullah bin Ubay bin Salul menghamburkan fitnah." Il

Dan pada ayat selanjutnya peristiwa tersebut disifati dengan شَدَا بِقَكَ مَيْنَ إِقَكَ مَيْنَ suatu berita bohong yang nyata. (Q.S. An-Nuur [24]: 12) yakni, Ifku yang berarti AsyaddulKadzaab, sangat berlebihan dalam melakukan kedustaan. Dan الأفان adalah Al-Kadzdzaab, artinya orang yang banyak berdusta, pendusta. المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا

Sedangkan al-ma'fuuk (isim maf'ul) adalah barang yang diselewengkan dari yang semestinya. Dan oleh karenanya orang berkata tentang angin yang membelok dari aliran yang berhembus yang semestinya. Mereka katakan mu'tafikah. Maksudnya dipalingkan dari akidah yang benar kepada kaidah yang salah, dan dari pekerjaan yang benar kepada yang dusta, atau dari perbuatan yang baik kepada yang jelek. Jadi al-ifku itu bisa terjadi dengan perkataan seperti berdusta. Bisa juga dengan perbuatan seperti perbuatan tukang-tukang sihir Fir'aun.21 Seperti firman-Nya. Dan : وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!" Maka sekonyong-konyong menelan apa yang mereka sulapkan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 117)

Adapun firman-Nya, وَأَصُعَابِ مَدَيْنَ وَالْوَتَهِكَاتِ (Q.S. At-Taubah [9]: 70) Maka, al-mu'tafikaat adalah bentuk jamak dari mu'tafikah; berasal dari kata الإغنينات, artinya memba-likkan, yaitu menjadikan bagian atas dari sesuatu menjadi bagian bawahnya dengan goncangan. Yang dimaksud ialah negeri kaum Luth. 3]

Dan firman-Nya, بَوْقَكَ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ (Dipalingkan dari padanya (Rasul dan Al-Qur'an) orang yang dipalingkan. (Q.5. Adz-Dzaariyaat [51]: 9) Maksudnya, ditolak dari Rasul dan Al-Qur'an dan diharamkannya sebagaimana bumi menolaknya. أ

Kemudian sebuah pertanyaan dari Allah untuk menyadarkan para hamba-Nya yang telah jelas petunjuk yang ada padanya, dan bukti yang tampak di hadapannya, dinyatakan dengan ungkapan: فَأَنَّ تَوْفَكُون Maka mengapa kamu masih berpaling? Yakni, istifhaam inkaariy (kata tanya yang sifatnya mengingkari), "Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari meng-Esakan Allah dengan

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 9 juz 27 hlm. 42

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm 55

<sup>3.</sup> A. Hassan, Tofsir Al-Furgan, catatan kaki no. 2467 hlm. 680,

<sup>1.</sup> At-Tashil li 'Uluumit-Tonzul, juz 1 Nm. 16.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jihd 3 juz 9 hlm. 31.

Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 4 juz 10 hlm. 154; Al-Kosyyoaf, juz 4 hlm.
 Al-Mu'tofikah: bumi yang dengannya menjadi terbalik (ingalabat bihal-ardhu). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 137.

<sup>4.</sup> Ghariibul-Qur'an wa Tafsuruhu, hlm. 167.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berpegang pada uluhiyahnya, padahal Dia adalah mandiri tidak ada serikat bagi-Nya". 1]

Dan sejumlah ayat yang memuat uslub tersebut serta tujuan yang berkaitan dengannya, antara lain:

- Tentang Yang menjadikan langit dan bumi, serta Yang menundukkan matahari dan bulan. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 61)
- Tentang Yang menumbuhkan biji-bijian dan Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. (Q.S. Al-An'aam [6]: 95)
- 3. Tentang kepastian terjadinya kiamat. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 55)
- Tentang: sembahan-sembahan selain Allah untuk mencipta dan mengulangi penciptaan. (Q.S. Yunus [10]: 34)
- Tentang mengingatkan nikmat berupa pemberian rizki dari langit dan dari bumi, yang mengindikasikan bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah. (Q.S. Fathir [35]: 3)

Begitu juga uslub berikut: أَيْفُكُا ءَالِيَهُ ذُونَ اللهِ نُرِيدُونُ: Apakah kamu menghendaki sembahansembahan selain Allah dengan jalan berbahang? (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 86)

## (أفلين) Aafiliin

Firman-Nya, لَا أَجِبُ الْأَفِيْنِ Saya tidak suka kepada *yang tenggelam*. (Q.S. Al-An'am [6]: 76-78)

Keterangan

Kata ini hanya dimuat satu kali, dan terdapat pada surat yang sama, yakni surat Al-An'am yang secara khusus menceritakan pencarian Tuhan

1. Fathul-Qadir, jilid 4 hlm. 211.

ا ب ل 3. Ibnu Manzhur, Op.Cit., jilid 11 hlm. 18 məddəh بات ا

yang dilakukan oleh Ibrahim a.s. Sebagaimana firman-Nya:

"Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat bintang (lalu) dia berkata: "Inikah Tuhanku". Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam". Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inikah Tuhanku". Tetapi tatkala bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasik orang-orang yang sesat". Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar", maka tatkala matahari itu terbenam dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan". (Q.S. Al-An'am [6]: 76-78)

## (اَفْنَانٌ) Afnaanun

Firman-Nya, نَوْنَكَ أَفْتَانِ Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 48)

Keterangan

Al-Afnaan adalah kata jamak dari fanan, yang artinya macam. Maksudnya ialah kedua surga itu mempunyai bermacam-macam pohon dan buah-buahan. <sup>1]</sup> Al-Afnaan adalah bentuk dari segala sesuatu. Demikian menurut Az-Zujaj. Al-Afnaan adalah warna-warna (alwaanun) dan bentuk tunggalnya adalah fannun. <sup>2</sup>

# (اَلْأَفُواجُ) Al-Afwaaj

Al-Afwaaj adalah kata bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah faujun, artinya gelombang jamaah. <sup>3</sup> Sebagaimana firman-Nya, يَوْمَ يُنْفَعُ فِي المَبُورِ فَنْأَتُونَ أَفُواجًا yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. (Q.S. An-Naba' [78]: 18)

<sup>2.</sup> Muhtaoarush-Shihhoah, hlm. 19, maddah; J & 1; Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 3 juz 7 hlm. 168.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 123; Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 400.

<sup>2.</sup> Asy-Syaukani, Fathul Qadiir, jilid 5 hlm 140.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., Jilid 10 juz 30 hlm. 10; Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa afwaajan berarti jama'ah yang datang secara bergelombang (كَيْنَاكُ غُلْنَاكُ إِلَيْهِ الْمُعْلِيَّةُ الْمُعْلِيَّةُ الْمُعْلِيِّةُ وَالْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِيِّةُ اللهِ كَانِيْةً اللهِ وَالْمُعْلِيِّةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْمُعْلِيِّةً اللهِ وَالْمُعْلِيِّةً اللهِ وَالْمُعْلِيِّةً اللهِ وَاللهِ  وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ



# (أُقِتت) Ugitatat

Uqitatat: Ditetapkan. Sebagaimana firman-Nya, نَوْدَا الرُّسْنُ أَقْتَتْ Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka). (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 11) Baca Al-Waqtu.

## (إِقْتَرَبَ) lqtarab

Igtarab baca garaba.

## (ٱلْأَقْدَمُوْنَ) Al-Aqdamuun

الْاَلْتَعْمَوْن : Terdahulu. Kata yang disandarkan kepada perbuatan orang-orang terdahulu. Begitu juga dengan kata al-mustaqdimiin, yang berarti orang-orang terdahulu, lawannya al-musta'khiriin.(orang-orang sekarang) seperti: وَلَقَدْ عَلِمُنَا السَّمَا فَرِينَ وَلَقَدْ عَلِمَنَا السَّمَا فِرِينَ (Q.S. Al-Hijr [15]: 24) maksudnya amal perbuatan orang-orang dahulu dan orang-orang sekarang, semuanya akan dikumpulkan dan dipertemukan di hari mahsyar kelak sebagai perwujudan sifat Hakiim dan sifat 'Aliim bagi Allah (ayat ke 25) baca qaddama

## (أَقْطَارٌ) Aqathaarun

Firman-Nya, بَنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ...dari penjuru langit dan bumi. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 33)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa اَلْفُطْرُ (penjuru). Di antaranya dikatakan pula untuk sejumlah negara dan penjuru yang dipisahkan dengan nama khusus. Sedangkan dibisahkan dengan nama khusus. Sedangkan اَلْفُطُرُ مِنَ الإِنْسِ adalah perselisihannya dan sikap saling menjauhi (syaqqahu wa jaanibuhu). Maka dikatakan: جَمَعَ فُلاَنُ قُطُرُته, yakni takabbur dan gampang marah(takabbur wa taghadhdhaban). Dan jamaknya أَفُطُنَرُ Lihat juga, surat Al-Ahzab [33]: 14.

# (أَفَفَالٌ) Agfaalun

Firman-Nya, اَقُدُكُ اَنَ اَمْ عَلَى فَلُوبِ اَقْصَالُهَا Firman-Nya, اَقُدُكُ الْمُعَالَيُّةِ الْمُعَالِّفِي Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? (Q.S. Muhammad [47]: 24)

#### Keterangan

Al-Quflu jamaknya أَفْفَانُ أَنْبَابُ dikatakan أَفْفَانُ أَنْبَابُ (mengunci pintu). Dan kata tersebut dijadikan perumpamaan bagi tiap-tiap orang yang memperlambat pekerjaannya. Dan dikatakan juga terhadap orang yang bakhil مُقْفَلُ الْبُدِينَ seakan-akan ia adalah orang-orang yang terkunci kedua tangannya. <sup>1</sup>

# (أَقَلَّتُ) Agallat

Firman-Nya, خَى إِذَا أَقَلَتُ سَخَابًا ...hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 57)

#### Keterangan

Aqallat (أَقَلْتُ): mengangkat<sup>21</sup> (مَعَلَثُة). Tersebut dalam kitab Al-Misbah, كُنُّ شَيْعٍ حَمَلَتُهُ فَقَدْ, "Segala sesuatu yang kamu bawa, berarti kamu telah mengangkatnya".<sup>3</sup>)

## (أَقْلاَمٌ) Aqlaamun

Firman-Nya, ذَلِكُ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَنِبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتُ لَنَهُمْ إِذَ يَغْتَصِمُونَ لَلْكَمْ إِذَ يُغْتَصِمُونَ الْعَلَيْمَ أَيْتُهُمْ إِنَّهُ يَكُفُلُ مُرْتِمْ وَمَا كُنْتُ لَنَهُمْ إِذَ يَغْتَصِمُونَ Yang demikian itu adalah sebagian dari beritaberita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 44)

## Keterangan

Aqlaamun, adalah salah satu bentuk berita ghaib yang diwahyukan kepada Muhammad saw., yakni mengenai jenis undian dengan melemparkan anak panah dalam menentukan yang berhak memelihara Maryam.

# (أَقْنَى) Aqnaa

Firman-Nya, وَأَنَّهُ مُوَاْغُنَى Dan bahwasanya : وَأَنَّهُ مُوَاْغُنَى وَأَفْقَى Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. (Q.S. An-Najm [53]: 48)

#### Keterangan

Aqnay (أَقْنَى), maksudnya Dia-lah mencukupi harta benda (segala keperluan hidupnya), dan

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasuth, juz 2 bab qaf hlm. 744; Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 iuz 27 hlm. 117.

<sup>1.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 424.

<sup>2.</sup> At-Tashiil li-'Uluumit-Tanziil, juz 1 Mm. 305.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 3 juz 8 hlm. 181.

disertai terhadap apa yang diberikan kepadanya. بِقُنِيَ الْرَجِٰلُ بُقْتِي مِثْلُ غَنِيَ نُغِي .Al-Jauhari mengatakan yakni Allah memberikan kepadanya dari hal harta benda secara berkecukupan, dan pemberian Allah secara cukup tersebut disertai dengan keridaan-Nya.1] Adapun firman-nya, aghnaa wa agnaa, menurut sisi balaghah adalah kategori jinas nagis, yakni susunan kalam yang terdapat perubahan pada sebagian huruf-hurufnya.2) Kitab أَفِي tafsir yang lainnya menyebutkan bahwa kata maknanya fagran" kefakiran" atau rela dengan apa yang diberikan Allah Swt. (ar-ridha bima a'tha).3]

## (اَلْأَقَاوِيلُ) Al-Aqaawiii

-Sean : وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا يَعْضَ الْأَقَاوِيلُ . Firman-Nya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami. (Q.S. Al-Haaggah [69]: 44)

## Keterangan

Al-Agaawiil adalah ucapan-ucapan yang dibuat-buat, mufradnya adalah gaul. Al-agaawiil adalah jamak yang tidak beraturan.⁴

# (اَكْدِيَ) Akday

Firman-Nya, وَأَعْطَى قَلْيِلُا وَأَكْدَى Memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi. (Q.S. An-Najm [53]:

#### Keterangan

Akday ialah memutuskan pemberiannya (gatha'a a'thaahu).51 Terambil dari kata-kata, yang artinya dia menggali sumur sampai ,خَفَرُ فَأَكُنِي kepada batu karang (kudyah) yang menghalangi dia dari meneruskan penggatian. 61

# (أَكُونَ) Ukkirat

Dikatakan: ,أَكُرَ ٱلأَرْضَ حَرِثُهُ وَ زُرْعَهَا vakní حَرِثُهُ وَ (menanaminya).<sup>7]</sup> Maksudnya, ditutup dihalang-halangi dari memandang.81

## (أكُلُ) Akala

أَيْعِبُ أَخَدُكُمْ أَنُ بَأَكُلَ لَحُمْ أَخِيهِ مَيْثًا . Firman-Nya قَكُمْتُمُهُ: Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 12)

#### Keterangan

مَضَغَهُ وَ بَلَغَهُ yakni أَكُلُ الطُّعَامَ - أَكُلُ Pîkatakan: أَكُلُا الطُّعَامَ - أَكُلُا (menguyah, menelannya). Dan أَكُلُ مَالَهُ وَحَقَّهُ , berarti اسْتَبَاحَة (menjadi boleh, halal). اسْتَبَاحَة menjadi boleh, halal). المُتَبَاحَة Kemudian... : قَانُ طَأَنَ لَكُمْ عَنَ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِنِينًا مَرِيثًا jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa' [4]: 4)

وَلاَ تَأَكُلُوا أَمُوالَكُمْ تَنْتَكُمْ بَالْتَاطِلِ Adapun firman-Nya وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (Q.S. Al-Bagarah [2]: 188) bahwa al-aki (makan) dalam ayat tersebut ialah mengambil atau menguasai. Di dalam ayat ini digunakan kata al-akl karena arti kata ini mencakup segalanya dan paling banyak membutuhkan biaya. Makan ini memang kebutuhan pokok dan terpenting, dan makan juga dapat mempengaruhi kondisinya sehingga menjadi baik.21

Berikut pengertian yang dikandung dari kata aki dan perubahan bentuknya serta pasangannya dengan kata lainnya, antara lain:

- 1) Firman-Nya, @ 561: Kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil). (Q.S. Al-Fajr [89]: 19) baca lamma.
- 2) Firman-Nya, أَقَالُونَ لِلشَّحْتِ: Banyak memakan harta yang haram (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 42) yakni haram (*al-<u>h</u>araam*), termasuk uang sogokan (ar-risywah), uang riba (ar-ribay) dan yang serupa dengan itu.3] Kata 📆 i, adalah wazan dari fa'-aalun sighat mubalaghah (yakni, menunjukkan arti "sangat"). Maka berarti banyak makan.¶ Sedangkan kata أغْلُون as-suhtu, dengan didhammahkan sin-nya dan disukunkan ha'-nya adalah harta yang haram

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafoasiir, jilid 3 hlm. 277-278; Lihat juga, Ghariibul Qur'an wa Tafsiruhu, hlm. 171; Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 429.

<sup>2.</sup> Lihat, Shofwaatut Tafaasir, jilid 3 hlm. 281.

<sup>3.</sup> Abdurrohmon Al-Akka, Op. Cit., hlm. 341.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op Cit., jilid 10 juz 29 hlm. 62.

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 200.

<sup>6.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 27 hlm. 62.

<sup>7.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alıf hlm. 22. 8. Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 4.

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 22.

<sup>2.</sup> Al-Maroghi, Op.Cit., jilid 1 juz 2 hlm. 83.

<sup>3.</sup> At-Tashiil le-'Uluumit-Tanzul, juz 1 hlm. 237.

<sup>4.</sup> Mu'iom Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 22.

. 1

## ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(al-maal al-haraam), yang asalnya kehancuran dan malapetaka (al-halaak wa asy-syiddah) dari منفنه, apabila membuatnya celaka (idzaa halakanya). Yang di antaranya dinyatakan di dalam firman-Nya, نَا تُنْكُوا الربِّنَا أَصَعَافًا مُصَاعَفًة ...janganlah kamu memakan riba dengan bertipat ganda.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 130) Baca Habara (Al-Ińbaaru).

Sedangkan cara mereka mendapatkannya disindir di dalam firman-Nya, وَالْنَيِنْ كَفُرُوا يَتْمَتَّعُونْ ...Dan orang-orang yang itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang... (Q.S. Muhammad [47]: 12) (Q.S. Al-Furqaan [25]: 7)

- 3) Firman-Nya, المِنْ فَانْتُ أَكُنْهُا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 265) bahwa aatat ukulaha adalah memberi makanan kepada yang mempunyai. Maksud makanan (al-ukul) di sini ialah setiap sesuatu yang bisa dimakan, atau jelasnya buah-buahan.<sup>2</sup>1
- 4) Firman-Nya, اَفْجَعَلَيْمُ كَعْصَفِ مَأْكُولِ (Q.S. Al-Fiil [106]: 5) bahwa كُولُ dimakan hewan sebagiannya, dan lainnya berserakan membaur di antara gigi-giginya. <sup>3]</sup> Adalah perumpamaan hancumya tentara Abrahah sewaktu menyerang Ka'bah.
- 5) Firman-Nya, وَجَيْلٌ صِنْوَانٌ وغَيْرٌ وَتَجِيلٌ صِنْوَانٌ وغَيْرٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَتَجِيلٌ صِنْوَانٌ يَعْضِ فِي الْأَكُلِ تَصِنُوانِ يُسْفَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضِلُ يَعْضِهَا عَلَى يَعْضِ فِي الْأَكُلِ (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 4) bahwa Al-ukulu dan aluklu: sesuatu yang dimakan. Yang dimaksud di sini adalah buah kurma dan biji-bijian.

## (أَكْمَامٌ) Akmaamun

Firman-Nya, وَمَا تَغُونُ مِنْ نَمُرَاتِ مِنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَخُبِلُ Dan tidak ada buah-buahan بِنْ أَنْنَى وَلاَ نَصَبَعَ إِلاَ بِعِلْبِهِ Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuan mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. (Q.S. Fushshilat [41]: 47)

#### Keterangan

الأكتام Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa الأكتام adalah kata jamak dari كرابي dengan huruf *kaf*  dikasrahkan, yang artinya "kelopak buah". Dan terkadang diartikan wadah apa saja, baik wadah uang atau lainnya.<sup>1]</sup>

## (اَلْأَكْمَهُ) Al-Akmahu

Firman-Nya, أَبُرِيَا اَلاكتهُ : Menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. (Q.S. Ali ʻlmraan [3]: 49) lihat juga, Q.S. Al-Maa-idah [5]: 113)

#### Keterangan

Al-Akmahu ialah orang yang buta dalam kandungan, atau sejak dari lahirnya. Dikatakan: كُنِهُ الرُجُن أَكَمَهُ (buta matanya). Isim fa'ilnya كَنْهَا untuk mudzakkar, dan عَنِيْنَ untuk mu'annats. Dikatakan: كَنَهُ يُصَرِّرُهُ (pandangan matanya tertutup, buta).

## (أَكنَّةُ) Akinnatun

Firman-Nya, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَنْ يَفْقَهُوهُ Dan kami letakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) dapat memahaminya. (Q.S. Al-An'am [6]: 25)

#### Keterangan

Akinnah bentuk tunggalnya kinanun.<sup>3</sup>] Sedang firman-Nya, اَكْنَنْتُمْ فِي اَنْفُسِكُمْ: Kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 235)

Al-Maragi menjelaskan bahwa *al-iknaanu* fin-nafsi maksudnya ialah menyimpan niat dalam hati hendak mengawini wanita yang tertalak (janda) setelah selesai 'iddahnya.<sup>4</sup>

Sedang *Tukinnu* berarti menyembunyikan. <sup>5]</sup> Seperti firman-Nya, وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا نَكِنَ صَنْوَرَهُمْ وَمَا Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. (Q.S. Al-Qashash [28]: 69)

Firman-Nya, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا (Q.S. An-Nahl [16]: 81) Maka, Aknaanun bentuk tunggalnya kinnun (tempat tinggal). Seperti himlun dan ahmaalun. Dan al-kinaan adalah tutupan yang memungkinkan sesuatu itu dapat menempati di dalamnya. 71

<sup>1.</sup> Asy-Syoukani, Op. Cit., jilid 2 hlm. 41.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 1 juz 3 hlm. 36.

<sup>3.</sup> Ibid., jilid 10 juz 30 hlm 241.

<sup>4.</sup> lbid, jilid 5 juz 13 hlm. 62; dan كَاكُنُ di dalam firman-Nya: خَتْنَعَ (Q.S. Saba'; 34: 16), ialah segala buah-buahan yang pahit. Ghaziibul-Qur'on wo Tofsuruhu, hlm. 146.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 25 hlm. 6.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab kaf hlm. 799.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 131.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraphi, jilid 1 juz 2 hlm. 190.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 84.

<sup>6.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 153.

<sup>7.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 459.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Firman-Nya, فَيْطَافُ عَلَيْهُمْ بِالْبَهُ مِنْ فِطِئَةً وَاكُوابِ كَانَتُ Dan diedarkan kepada mereka bejanabejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, (Q.S. Al-Insaan [76]: 15)

Keterangan

Al-akwaabu (الْأَكُوابُ) adalah bentuk jamak dan mufradnya adalah غُوْبُ, "kendi-kendi yang tidak bertangkai". أ

## الأ) Illan (إلاً)

Firman-Nya, يَرْفُنُونُ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَ يُمْهُ Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. (Q.S. At-Taubah [9]: 10)

Keterangan

Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa al-illu ialah kekerabatan; Ibnu Muqbil berkata;

أَفْسَدُ النَّاسِ حَلُوْفٌ خَلَفُوْا

قطَعُوا أَلِإِلَّ وَأَعْرَاقَ الرَّحِم

"Manusia yang paling rusak ialah orang yang suka bersumpah tetapi ingkar. Mereka suka memutuskan kekerabatan dan ikatan silaturrahmi". <sup>21</sup>

## (اَلْبَابُ) Albaab

Firman-Nya, نَقَتُ كَانَ فِي قَصَمِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الْأَنْبَابِ. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S. Yusuf [12]: 111)

Keterangan

Albaab (اَلْبَابُ) adalah kata bentuk jamak dari بُنُ, yang berarti akal. Dinamakan demikian, karena ia merupakan sumber kekuatan manusia. الشَّيْنِ لَهُ, berarti, shafatuhu wa khulashatuhu, artinya kemumian dan keaslian sesuatu. Oleh karenanya, akal-pikiran (al-'aqlu) disebut lubbun. ا Dan kata albaab di dalam Qur'an dipergunakan untuk berpikir misalnya: كِتَابُ أَنْرَلْنَاهُ الْبُلِكُ مُبْارِكٌ لِيتَرْبُرُوا: lni adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. (Q.S. Shaad [38]: 29) lihat (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 21), (Q.S. Yusuf [12]: 111)

Al-Maragi menjelaskan bahwa *albaab* adalah jamak dari *lubbun* yang artinya akal. Kadang-kadang jamaknya *alubb*. Dan kadang-kadang di*idgham*kan (dipecahkan) karena darurat syair. Seperti yang dikatakan oleh Al-Kimyat:

إِلَيْكُمْ ذُويُ آلِ النِّي تَطَلُّعَتْ

نَوَازَغُ مِنُ قَلَى طِنْمَاءٌ وَٱلْبُبُ

"Kepadamu hai keluarga Nabi, bermuncullah kerinduan-kerinduan yang haus dari dalam hatiku dan bermacam-macam pikiran"."

## (أَلَتُ) Alata

Firman-Nya, وَفَا أَلْنُنَاهُمْ مِنَ عَمْلِهِمْ مِنَ شَيْءٍ. ...dan Kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala pahala amal mereka. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 21)

Keterangan

Dikatakan, وَانْكَ حَقَّهُ dan وَانْكَ وَلَتْ وَلَتْ وَلَتْ وَلَتْ , berarti شَصَهُ, "mengurangi haknya".<sup>2]</sup> Baca *walata*.

### (ألي) Alif lam ra

Huruf-huruf yang terpotong-potong. (Akhraful-Muqaththa'ah) (Q.S. Yunus [12]: 1) (Q.S. Huud [11]: 1) (Q.S. Ibrahim [14]: 1) kata ini dimuat sebanyak tiga kali.

# (ألَف) Aliafa

Firman Allah Swt., وَٱلْفَانِينَ قُلُوبِهِمْ لِوَ ٱلْفَصْنَاقِ الْأَرْضِ Dan كَمْ عَلَيْ اللهُ الْفُلْدَ اللهُ الْفُلْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْرٌ حَكِيمٌ Pan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua kekayaaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Anfal [8]: 63)

Al-Maraghi, Op.Cit., µlid 10 juz 29 hlm. 167; Al-Kuub adalah kendi yang tidak bertangkai dan terbuka (lo oodzoonun lahu wala 'urwah). Lihat, Shahih Al-Bukhon, jilid 3 hlm. 205.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 4 juz 10 hlm. 61.

<sup>3.</sup> tbid., jilid 5 juz 13 hlm. 55.

<sup>4.</sup> Ash-Shabum, Shafwaatut-Taafasiir, jilid 3 hlm. 57

<sup>1,</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 23 hlm. 113.

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir, Cet. Ke-12, tahun 2000, Krapyak-Yogyakarta, hlm. 1580.



Keterangan

Dinyatakan: أَنْفُ الشَّهُمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

Adapun مولِقة dalam firman-Nya, وَالْتُوْلَفَةِ فُلُونِهُمْ Orang-orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam.<sup>2]</sup> (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

## (أَلْفَيْنَا) Alfaina

Firman-Nya, قَالُوا بِلِنْ نَتُبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ فَالِنَانَا ...tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan nenek moyang kami.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 170)

#### Keterangan

أَثْقَانًا وَالْفَة Manzhur menjelaskan bahwa أَثْفَانًا وَالْفَة نابغة بيَّاة, yakni أَلْزِمَة (menetapinya, tidak beranjak, tetap di tempatnya). Abu 'Ubaidah mengatakan: maknanya sama أَلَفُتُ الشَّيْئَ وَٱلْفُتُهُ فَهُوَ مُؤْلُفٌ وَمَٱلُوُفٌ yakni *lazimtuhu* (aku menetapinya, membiasakannya).41 Maksudnya Alfaina dimaksudkan dengan kami menjumpainya (yakni, sudah terbiasa, mengakar, mentradisi).51 Yakni dengan cara taklid. Artinya, mereka menjawab, "Kami tidak mengetahui melainkan apa yang terbiasa kami jumpai dilakukan oleh pembesar dan syekh-syekh kami, yakni telah terbiasa dilakukan oleh nenek moyang kami". 61 Dan karenanya merasakan keasyikan dan tidak menjemukan, seperti anda mengatakan, الْفَتُ الشَّيْ artinya jika anda membiasakan , إِلْمًا وَإِلاَفًا أَوْ أَلْفُتُهُ إِلاَفًا

dan menekuninya karena terdorong perasaan senang dan tidak menjemukan. 1

# (أُلُف) Alfun (اَلَافٌ) Aalaafun (أَلُفٌ) Ulufun

Firman-Nya, ثلَّفَ سَنَةٍ مِمَا تَعْثُونَ Seribu tahun menurut perhitunganmu. Arti selengkapnya, berbunyi: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q.S. As-Sajdah [32]: 5)

#### Keterangan

Imam Al-Maragi menjelaskan, bahwa makna yang dimaksud dari alfa sanah, "seribu tahun" adalah masa yang sangat panjang. Bukan hakikat dari bilangan "seribu" itu sendiri, karena menurut orang Arab bilangan seribu merupakan bilangan yang terakhir dan paling puncak. Maka menurut mereka tidak ada tingkatan bilangan yang lebih tinggi dari seribu.

Al-Qurtubi mentakwilkan bahwa Allah menjadikan hari tersebut dalam hal sulitnya menurut orang-orang kafir sama dengan lima puluh ribu tahun. Pendapat ini bersumber dari Ibnu Abbas. Sedangkan orang-orang Arab sendiri menggambarkan hari-hari yang sulit sebagai hari yang amat panjang dan memakan waktu lama, dan menamakan hari-hari bahagia mereka dengan hari yang pendek, sebentar. Sebagaimana ungkapan penyair:

وَيُومُ كَظِلِ الْرَمْعِ فَصُرٌ طُولِهِ دَمُ الزَقُ عَناً وَاصِطْفَافُ أَلْزَاهِر

"Dan hari-hari berlalu dari kami dengan cepatnya sependek bayangan sebilah tombak, yaitu hari yang penuh dengan khamr dan petikan kecapi".<sup>2</sup>1

Firman-Nya, خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ: lima puluh ribu tahun. Yakni, lamanya para malaikat dan jibril yang naik menghadap Tuhannya dalam sehari kadarnya lima puluh ribu tahun. (Q.S. Al-Ma'arij [70]: 4)

Dan rakusnya manusia karena keinginan untuk hidup lebih lama dengan dipanjangkan umurnya, dinyatakan, ننف سنة: Seribu tahun.

<sup>2</sup> Ibid., jilid 7 juz 21 hlm. 105; Tafsir Al-Qurtubi, jilid 7 juz 14 hlm. 59.



<sup>1</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 24.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 117.

<sup>3.</sup> *ibid*, jilid 4 juž 10 hlm. 140.

<sup>4.</sup> Ibnu Monzhur, Op.Cit., jilid 9 hlm. 9-10 maddah ii ji i; kata of-fana (menjadi tradisi kami), maka saya ketengahkan kata "tradisi" sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesta. Dimana di dalamnya kata "tradisi" didefinisikan dengan adat kebiasaan turun-temurun(dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat; 2 penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001, cetatakan pertama Edisi III, entri tradisi, hlm. 1208.

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 42.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 45.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm.

# **~**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Seperti firman-Nya, "Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 96)

Sedang firman-Nya, الْفَ مَنْهِ إِلاَ خَمْسِنَ عَامَا Seribu tahun kurang lima puluh tahun. Yakni, lamanya Nabi Nuh a.s. bersama kaumnya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 14)

Adapun kata Uluufun (اَلُوفَ tertera dalam firman-Nya, هَمْ أَلُوفُ هَلُونُ الله Mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati. Artiselengkapnya, berbunyi: "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 243)

## (أَلْفَافًا) Alfaafan

Firman-Nya, نَوْجَنَّاتِ ٱلْفَاقَا Dan kebun-kebun yang *lebat*. (Q.S. An-Naba' [78]: 16)

Keterangan

lmam Al-Maragi menjelaskan bahwa أنفن maksudnya, berdaun lebat karena rantingnya saling berdekatan. Kata ini berbentuk jamak dan tidak memiliki bentuk mufrad, sebagaimana lafadz Al-Auza dan Al-Akhyaf.

Imam Al-Yazidi mengatakan bahwa *alfaafa* adalah pohon yang lebat (*multafafun min al-Syajarah*); sedang bentuk tunggalnya adalah

liffun dan lafiifun. Abu 'Ubaidah mengatakan, bahwa bentuk tunggalnya adalah lafiif (نَفِيْفٌ), sebagaimana lafaz syarif dan Asyraf.<sup>1</sup>]

# (إيلافٌ) Lilafun

Firman-Nya, لابايلاف فُرَنْس: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (Q.S. Quraisy [106]: 1)

Keterangan

Anda mengatakan, misalnya: اَلْفُتُ الْشَيْنَ jika anda membiasakan الفُّتُهُ اللَّافاً , atau إلفًا وَالأَفَا dan menekuninya karena terdorong perasaan senang dan tidak menjemukan.21 Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan الاعتلاف adalah ash<u>h</u>abul-iilaaf, yakni empat orang فُرَنْش bersaudara, mereka itu antara lain: Hasyim, Abdu Syams, Al-Muthalib dan Naufal bin Abdu Manaf. Merekalah di kalangan Quraisy yang mempromosikan barang dagangannya antara sebagian satu dengan sebagian lainnya saling mengembangkan kerjasama. Adapun Hasyim menjalin hubungan dengan raja Romawi, dan Naufal menjalin hubungan dagang dengan Raja Kisra, dan 'Abdu Syams menjalin kerjasamanya dengan Raja Najasyi, kemudian Al-Muthalib menjalin hubungan dagang dengan raja Himyar.3

#### (الم) Alif lam mim

Alif lam mim adalah huruf-huruf yang terpotong-potong (Akhraaful-Muqath-tha'ah). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 1) (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 1) (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 1) (Q.S. Ruum [30]: 1) (Q.S. Luqman [31]: 1) (Q.S. As-Sajdah [32]: 1). Kata ini dimuat sebanyak enam kali.

## (أليم) Aliimun

Firman-Nya, إِنْ نَكُونُوا تَأْلُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُونَ كُمَا Sesungguhnya jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya... (Q.S. An-Nisa' [4]: 104)

Keterangan

Kata *ailim*, berasal dari أَيْمَ يِأَتُمُ, yakni, "sakit dirasakan hingga menembus hati orang yang

<sup>1.</sup> Ibnu Al-Yazidi, Ghariibul-Quran wa Tafsiiruhu, hlm. 196

Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 245; Al-Kasyyaaf, juz 4 hlm.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. S; lihat juga, Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 208.

ال ف 3. Ibnu Manzhur, Op.Cit., jilid 9 hlm 41 madda نال ف



disiksa".<sup>1]</sup> Al-Aliim maknanya al-mu-allim (orang yang menyusahkan, orang yang menyakitkan) adalah lughat Ibrani.<sup>2]</sup>

## Alif lam mim ra (آلر)

Alif lam mim ra adalah huruf-huruf yang terpotong-potong (Akhraaful-Muqaththa'ah) (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 1). Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa Alif lam raa' adalah huruf tanbih, seperti halnya kata Yi (ketahuilah, sadarilah), dan dibaca dengan menyebut nama-nama dari huruf tersebut dalam keadaan tenang. Jadi, diucapkan aliif laam raa.31

## (آلمص) Alif lam mim shad

Alif lam mim shad adalah huruf-huruf yang terpotong-potong(akhraful muqaththa'ah) (Q.S. Al-A'raaf [7]: 1). Kata ini hanya dimuat sekati.

## الله) llaahun

Firman-Nya, وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلاَ اللهُ dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 64)

Keterangan

Al-ilaahu (الإنه); yang disembah, yang dimintai tatkala sedang dalam marabahaya, dan tempat mengadu tatkala dalam keadaan terjepit, dengan berkeyakinan bahwa hanya dialah semata yang mempunyai kekuasaan dalam masalah gaib. ألو فلانُ – إلافة وَ أَلوَمَةُ وَ (menyembah, mengabdi). Dan مَا رَائِعِهِمْ رِائِعِهِ رِائِعِهِ رِائِعِهِ إِلْمَا الْمُعْمِدُ (kembali).

Firman-Nya, ئن نَنْ عَوْمِنْ دُونِهِ إِلَهُا ...kamí sekalíkali tidak menyeru Tuhan selain Dia... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 15)

Yakni Kata باب dimaksudkan dengan sesembahan yang lain, baik dianggap Tuhan yang berdiri sendiri, maupun yang dipersekutukan. Sedangkan إلاة, ialah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang tiada serikat bagi-الاعراض الله في الشماء, Sebagaimana firman-Nya, إِنَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللهُ dan Dia-lah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi.... (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 84); dan firman-Nya, وَمَنْ بِلهُ اللهُ عَلَى لَوْلِهِ هَذَلِكَ نَجْزِهِ جَنِثَمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الطَّالِينَ Dan barangsíapa di antara mereka mengatakan: "Sesungguhnya aku adalah tuhan selain daripada Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zatim. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 29)

Sedang الَّهِنَّةُ: Tuhan-tuhan. Kata bentuk jamak dari الَهِنَّةُ (al-ilaah). الْإِلاَءُ Sebagaimana disebutkan di sejumlah tempat, antara lain: Firman-Nya, وَاتَّخَذُوا لِهُمْ عَزَا (Q.S. Maryam [19]: 81); dan firman-Nya: اللهُ وَنِ اللّهِ مَالِيَةٌ لِللهُ اللهُ لَمُسَدِّقًا فَسُنْحَانَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 22); اللهُ وَنِ اللّهِ قُلَ هَاتُوا بُرْهَاتُكُمْ [21]: 24)

## (أَلْيَاكُمْ) Alhaakum

Firman-Nya, اَنْهَاكُمُ النَّكَائُلُ: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. (Q.S. At-Takaatsur [102]: 1) baca *lahwun.* 

## (اللهم) Allahumma

Firman-Nya, فَيْ الْلَكَ مَنْ نَشَاءُ وَنَجْلُ مِنْ نَشَاءُ وَنَجْلُ مِنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ وَتَنْخُ الْلَكَ مِنْ نَشَاءُ وَيَجْلُ مِنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ وَتَنْخُ الْلَكَ مِنْ نَشَاءُ وَيَجْلُ مِنْ نَشَاءُ وَيَجْلُ مِنْ نَشَاءُ وَيَجْلُ مِنْ نَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ شَيْءٍ قَدِيرُ لَا مَنْ مَيْءٍ قَدِيرُ المَحْرَةِ Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau kehendaki dan Engkau orang yang Engkau kehendaki Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Alí Imraan [3]: 26)

## Keterangan

Allahumma (نائية). Asal katanya adalah ف بي dibuang huruf yang digunakan untuk memanggil (adatun-nida') diganti dengan mim yang bertasydid, demikianlah yang dijadikan pegangan oleh Al-Khalil dan Imam Syibawaih.

Ibnul Qayyim (691-751 H) menjelaskan bahwa ungkapan allahumma tidak dipergunakan

Shafwaatut-Tafaasir, jilid 1 film. 194, lihat juga, Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, film. 17.



<sup>1.</sup> At-Tashil li 'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 15.

<sup>2.</sup> Al-Burhan fü 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz. hlm

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm 177.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 25.

<sup>6.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 9 juz 25 hlm. 113.

<sup>1</sup> Mu'jom Al-Wosith, juz 1 bab alif hlm. 25.



selain untuk meminta (lith-thalaab). Maka tidak boleh mengatakan: الْلَيْمُ عُفُورٌ رَحِيْمٌ, "Ya Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang", dan seharusnya dikatakan: الْلَهُمُ اغْفِرْتِي وَارْحَمْتِيْ , "Ya Allah ampunilah aku dan kasihanilah aku". 11

lla' (원)

Al-iilaa', secara bahasa artinya "sumpah". Menurut istilah syara' ialah 'sumpah seorang suami yang menyatakan tidak akan menggauli istrinya selama waktu tertentu atau tidak tertentu'. Seperti, "Demi Allah! Saya tidak akan menggaulimu.21 Kata ini tertera di dalam firman-Nya, الْلَّذِيْنَ يُوْلُونَ مِنْ نَسَانِهُمْ: Orang-orang yang meng-'ilaa' istrinya. Arti selengkapnya, berbunyi: Kepada orang-orang yang meng-'ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka - kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Q.S. Al-Bagarah [2]: 226)

لَّوُلَا يَأْتُلُ أُولُو الْفَصَيْلِ ,Begitu juga firman-Nya dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan bersumpah. Arti selengkapnya, berbunyi: dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan bersumpah. Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dan apakah kamu tidak ingin bahwa Allah ingin mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nuur [24]: 22)

membuat) طَعْنَهُ بِالْأَلَةِ yakni مُلْعَنَهُ بِالْأَلِيِّةِ Sedangkan permusuhan dengan bersenjata). 11 Seperti firman-Nya, لاَ يَالُونَكُمُ خَيَالًا: Tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan. Arti selengkapnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 118)

Firman-Nya, فَأَلْهُمْهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا Dan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. (Q.S. Asy-Syams [91]: 8)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib bahwa al-ilhaam ialah meletakkan sesuatu di dalam jiwa yang secara khusus berasal dari sisi Allah Swt. yang berupa al-malaa' al-a'laa. افْأَلْهُمْهَا) Sedang, fa-alhamaha pada ayat tersebut maksudnya ialah mengetahuinya secara detail tentang yang celaka dan yang bahagia.<sup>2</sup>

## (ألاً) Alaa

Alaa (র্য়) adalah kata yang terdapat di permulaan kalimat yang berfungsi sebagai penggugah, perhatian (at-tanbiih). Misalnya: ,Ingatlah : أَلَا إِنَّ أَوْلَيْاءَ اللَّهِ لاَ خَوَفُ عَلَيْمَ وَلاَ هُمَ يَعْرَبُونَ sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Yunus [11]: 62), dan alaa sebagai kata sisipan (lil-'aradh). Misalnya: ألا :Apakah kamu tidak ingin bahwa تُحِثُونَ أَنْ يَغُفُ اللَّهُ لَكُمْ Allah mengampunimu? (Q.S. An-Nuur [24]: 22)31

## (ألئك) Ulaa-ika

Ulaa-ika (أننك) adalah kata petunjuk (isyaarat) yang berfungsi merangkum dan menyimpulkan secara keseluruhan terhadap susunan(makna) kalimat sebelumnya, dan dapat dipergunakan dalam bentuk mudzakkar ataupun mu'annats. اولنك عَلَى هُدَى مِنْ رَبُهِمْ وَأُولَٰئِكَ :mu'annats. اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل كُمُ الْمُلْحُونُ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 5), yakni orang muflin pada ayat tersebut adalah orang-orang yang bertakwa, di antaranya: yang beriman dengan yang gaib, yang mendirikan salat, yang berinfak, yang beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang pernah diturunkan terdahulu, dan mereka yang yakin dengan kehidupan akhirat. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. baca falafa, muflihuun.

Al-Uula (וענן) adalah kata bentuk jamak yang tidak terambil dari lafaznya dengan makna

<sup>(</sup>الْهُمَ) Alhama

<sup>1</sup> Tafsir Al-Qayyim, Ibnul Qayyim, Tahqiq: Muhammad Unais An-Nadwi, Daar Al-Kutob Al-Ilmiyah, Beirut-Libanon, hlm. 202

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., plid 1 juz 2 hlm. 160.

<sup>3.</sup> Az-Zamakhsyari, Asoosul Balooghoh, hlm. 20.

<sup>1</sup> Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 475.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 225

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 1 bab alif hlm. 23.

<sup>4.</sup> *Ibid*, juz 1 bab alif hłm. 23.

# -

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



النين (orang-orang). Sedangkan وَوَات berarti النين misalnya: أُولاتِ حَمَل (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4) yakni kata yang selamanya menjadi mudhaf (selalu disandarkan dengan kata tain, tidak dapat berdiri sendiri), dan untuk bentuk mufradnya dipergunakan kata أن yang juga tidak terambil dari lafaznya. Dan terkadang mufradnya dengan لفن Untuk contoh-contoh yang sama (baca annisa', al-ibil), dan begitulah bentuk jamak suatu kata yang berbeda dari pengambilan aslinya.

## (أل) Aalun

المن Athiyah menjelaskan asal نا adalah أهن, lalu dihilangkan ha'-nya dan diganti dengan alif seperti halnya penggunaan kata عنه (asalnya, الماة). Baca maa-un.

Dan dikatakan قَرَايَتُهُ وَشَيْعَتُهُ وَأَنْبَاعُهُ , yakni بُعْدَةُ وَشِيْعَتُهُ وَأَنْبَاعُهُ , yakni فَرَايَتُهُ وَشِيْعَتُهُ وَأَنْبَاعُهُ (kerabatnya, golongannya dan para pengikutnya). Pada umumnya kata ال فرعَوْن dinisbahkan kepada namanama orang bukan kepada negara. الله فرعَوْن berarti para pengikutnya.

## (וֹצֹיּג) Alaa-un

Firman-Nya, وَتَنْجِئُونَ الْجِبَالُ بُيُونًا فَاذْكُرُوا ءَالَاهَ اللهِ. Kamu pahat gunung-gunungnya untuk kamu jadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 74)

#### Keterangan

Aala-allaahi berarti Nikmat-nikmat Allah (ni'amillaah). Aalaa-un adalah kata yang berbentuk jamak, sedang bentuk mufradnya الله إلا أله Ahmad bin 'Ali mengatakan: Telah bercerita kepadaku: القالة dan الأ jamaknya adalah الله yakni merupakan tatsniyatul mutsallah. Ada juga yang mengatakan, bentuk tunggalnya adalah الله (dengan difathahkan, atau dikasrahkan) dan ditulis dengan ya' sebagaimana kata ma'iya dan im'aaun.

Di antaranya tertera juga di dalam firman-Nya, فَبَأَيْ مَالاً رَبِّكَ تَنْمَارِي Maka terhadap *nikmat*: Mahanmu yang manakah kamu ragu-ragu? (Q.S. An-Najm [53]: 55) Firman-Nya, قَبِنَيْ الْأَوْرَيْكُمَا لْكَتْبَانِ Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Q.S. Ar-Rahman [55]: 13) secara berturut-turut dinyatakan pada ayat selanjutnya: 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, dan ayat 77).

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa alalaa' mempunyai dua makna, yakni: 1) bahwa alaa' adalah an-ni'amu (berbagai kenikmatan), dan taqdirnya (أَيْنُي نِهُمْ رَبُكُنا نُكَلِّبَانِ (nikmat-nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan), dan 2) bahwa alaa' adalah al-qudrah (kekuasaan), dan taqdirnya (perkiraannya): فَيْنُي قَدُن رِبُكُنا نُكْلِبَانِ (kekuasaan-Nya yang mana lagi yang kamu dustakan).11

## (أَمْتًا) Amtan

Firman-Nya, لا ترى فيها عوجًا ولا أنفا. Tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya (bekas hancurnya gunung-gunung) tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. (Q.S. Thaaha [20]: 107)

#### Keterangan

Kata ini hanya dimuat sekali. *Al-amatu*: bukit kecil. Dikatakan, مَنْ حَبِّلَهُ حَتَّى مَا فِيْهِ أَمْثُ dia menjulurkan tambangnya hingga mengenai tonjolan yang ada padanya.<sup>2</sup>]

## (إمْتَحَنَ) Imta<u>h</u>ana

Firman-Nya, إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَجِنُومُنَّ : apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka.... (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 10)

#### Keterangan

Al-maḥnu dan al-imtiḥaan sama dengan al-ibtilaa (الَاتِيَةِ), yakni ujian. الْمَا Ar-Razi menjelaskan bahwa الْبَعَنُ adalah bentuk tunggal dari الْبَعَنُ yakni yang dengannya menguji manusia dari suatu cobaan. الله Dan al-mumtahanah berarti perempuan-perempuan yang diuji. Sedangkan maksud dari ujian Allah adalah dalam rangka

<sup>1.</sup> *tbid*, juz 1 bab alif hlm, 23.

Ibid, juz 1 hłm. 284.

Muhtaarsush-Shoahhaah, Irlm. 23, maddah; s x ), Ibnul Yazidi, Ghariibul-Qur'on wa Tofsiiruhu, Irlm. 64, Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 Irlm. 449; Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 3 juz 8 Irlm. 192.

<sup>1.</sup> An-Nukotu wal 'Uyuun 'ala Tafsır Al-Maawardı, jilid 5 hlm. 426.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., plid 6 juz 16 hlm. 151.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 484

<sup>4.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 617 maddah و ح و الم

# ENSIKLOI Syar

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mencari ketakwaan. Seperti dijelaskan di dalam firman-Nya. اَوْلَئِكَ النَّذِينَ المُتَحَنَّ اللَّهُ فُلُويَهُمْ لِلنَّقْوَى ...mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa.... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 3)

## (أمدأ) Amadan

Firman-Nya, اَمْ يَضِعَلُ لَهُ رَبِي أَمَدًا: ...Ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu masa yang panjang? (Q.S. Al-Jin [71]: 25)

Keterangan

Al-Amadu, adalah bentuk mufrad, artinya batas sesuatu (ghaayatusy-sya' wa muntahaahu), sedang bentuk jamaknya adalah أَمْنَا بَعِبَهُ أَمْنًا بَعِبِهُ أَمْنًا بَعِبِهُ اللهِ ...kalau sekiranya antara ia dan hari ini ada masa yang jauh.... (Q.S. Ati 'Imraan [3]: 30)

Sedangkan Al-Amad, berarti "masa'". Maksudnya 'telah lama masa pergaulan antara mereka dengan nabi-nabi mereka'. <sup>21</sup> Seperti firman-Nya, ولا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَعَالَ عَلَيْهِمْ. ...dan janganlah mereka seperti orangorang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka.... (Q.S. Al-Hadiid [57]: 16)

## (أمرَ) Amara

Firman-Nya, قَالَ بَنْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمَرًا Ya`qub berkata: "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. (Q.S. Yusuf [12]: 83)

Keterangan

Amran pada ayat tersebut ialah tipu daya yang lain. <sup>31</sup> Sedangkan firman-Nya, يَخْفَطُونَهُ مِنْ أَمْرِ (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11) maka min amrillah maknanya, dengan perintah dan pertolongan Allah. <sup>41</sup>

#### (إمْرًا) Imran

Firman-Nya, قَالَ أَخْرَفْهَا لِنُقُرَقَ أَمْنِهَا لِقُدْمُ وَالْمَا لِقَدْ جَلِيْكَ الْمِيْنَا بَيْنِ Musa berkata: "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 71)

#### Keterangan

Imran (huruf hamzah dikasrahkan): kemungkinan, yakni dari kata amiral-amru. Artinya, perkataan itu menjadi banyak. <sup>1]</sup> Orang Arab memang menyifati bencana sebagai sesuatu yang banyak. Kata imaran berkaitan dengan ujian yang diberikan Khidir kepada Musa a.s. saat melubangi perahu, tanpa mengemukakan alasan terlebih dahulu. Hal ini, meminjam istilah Al-Maragi, seakan-akan Khidir harus ditaati perintahnya, dan Musa hanya diharuskan mengikuti kemauannya, bahkan sepenuhnya Musa berada dalam kekuasaannya. <sup>2</sup>

Berikut pengertian kata *amara*, dan perubahan lafaznya, antara lain:

1) Firman-Nya, فَعَنَا نَامُرُونَ apa yang kalian usulkan. Arti selengkapnya, berbunyi: la hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?" (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 35)

Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa perkataan semacam ini biasa dipergunakan untuk menarik hati dan mendorong manusia untuk tetap gigih melawan musuh serta berusaha mengalahkannya dengan sekuat tenaga.<sup>31</sup>

- Firman-Nya, يُرِيدُ أَنْ يَغْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ مَنَاذَا تَأْمُرُونَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 110) bahwa, وَمَنَاذَا تَأْمُرُونَ , maka kata ta'muruun, yang berarti "kamu anjurkan mengenai urusan itu". Orang mengatakan, مُرْنِي , "tunjukkan kepadaku dan kemukakanlah pendapatmu".<sup>41</sup>
- 3) Firman-Nya, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَٱتْرِهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَٱنْجِرُوا ; jika mereka menyusukan anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)

Maka, ya'tamiruuna bika: mereka berunding tentang perkara kamu. Al-Azhari mengatakan, اِنْنَفَرَ الْقُوْمَ وَ نَنْفَرُوا, apabila

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tofaasir, jilid 1 hlm. 194.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, yilid 9 juz 27 hlm. 171-172

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 25

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 74.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 film. 175.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm 42.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 7 juz 19 hlm. 56.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 21.



sebagian kamu itu menyuruh sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah: wa'tamiruu bainakum bi-ma'ruufin, "dan musyawarahkanlah di antara kalian (segala sesuatu) dengan baik."

Makna ini ditegaskan oleh An-Namir bin Thulab:

أزى النَّاسَ قَدْ احْدَثُوا شَيْمَةُ

#### وفي كُلّ حَادِثَةٍ يُنُونَمُرُ

"Kulihat orang-orang telah mengadakan adat kebiasaan yang baru, padahal hendaknyasetiap kejadian itu dimusyawarahkan". <sup>11</sup>

4) Firman-Nya, إِنَّمَا الْأَوْمِنُونَ النَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا حَتَّى يَسْتَأَبُنُوهُ sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka bersamasama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. (Q.S. An-Nuur [24]: 62)

Maka, amrun jaami' pada ayat tersebut ialah perkara besar yang sangat memerlukan sumbang pendapat orang-orang yang berpengalaman dan para ahli pikir, seperti perang; atau musyawarah tentang peristiwa yang telah terjadi.<sup>2)</sup>

 Firman-Nya, إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji,.. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 169)

Maka, wa ya'murukum, maksudnya ialah menggoda kalian dan menguasai kalian seakanakan ia harus ditaati perintahnya, dan kalian hanya diharuskan mengikuti kemauannya, bahkan sepenuhnya kalian berada dalam kekuasaannya.<sup>3</sup>

6) Firman-Nya, وَوَاتَيْنَاهُمُ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْنِ Dan Kami berikan kepada mereka keteranganketerangan yang nyata tentang urusan (agama).... (Q.5. Al-Jaatsiyah [45]: 17)

Maka, bayyinaatun minal-Amri, adalah dalil-dalil yang jelas mengenai urusan agama.

Yang termasuk di dalamnya adalah mukjizatmukjizat Nabi Musa a.s.<sup>1)</sup>

- Amru, berarti "keputusan". Sebagaimana firman-Nya, ثفضى الله أنْ يَأْتِيَ بِالْفتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ ...Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau suatu keputusan dari sisi-Nya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 52)
- 8) Al-Amru, berarti "azab". Sebagaimana firman-Nya, اثامًا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ يَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا خَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَقْن إلاَيْسِ: (Q.S. Yunus [10]: 24) maka, Amru-naa artinya azab Kami; begitu pula Amru rabbika, yang terdapat pada surat An-Nahl; 16 ayat 33 yang menunjukkan arti kebinasan dan azab pemusnahan.<sup>2</sup>)

## (إِمْرَءَةٌ) lmra'atun

Imratul-'aziiz yakni raja Qithfir dan di-idhafahkan istrinya kepada al-'aziiz dengan tanda semacam itu bukan untuk melambungkan nama istrinya atau nama suaminya yang bukan maksud mubalaghah dalam hal menyebarkan khabar berita dengan hukum bahwasanya seseorang terhadap tersebarnya khabar yang bermuatan bahaya cenderung seperti yang dikatakan karena tidak maksud perempuan tersebut mencemarkan al-'aziiz (suaminya) bahkan untuk maksud memuaskan dalam hal mencelanya dengan perkataan istrinya.<sup>3]</sup>

#### (الأمس) Al-Amsi

Firman-Nya, فَإِذَا الَّذِي اسْنَفَصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصَرُخُهُ ...tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya.... (Q.S. Al-Qashash [28]: 18)

#### Keterangan

Di dalam *Qamus* dijelaskan bahwa انس adalah kata keterangan yang menunjukkan waktu yang telah lewat, "kemarin". Dan tidak mengalami perubahan di akhir harakatnya (*mabni* kasrah, tetap dikasrahkan mim-nya) dalam bentuk nakirah, dan dapat juga dima'rifatkan (dengan menggunakan al).

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm 47.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 139.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 42.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 149

<sup>2.</sup> *Ibid*, Jilid 5 juz 14 hlm. 76. 3. *Tafsir Abu Su'ud*, Maktabah Ar-Riyaadh Al-Hadiitsah-Riyadh, juz 3

hlm 135. 4. *Tartib Qamus Al-Muhikh,* juz 1 bab hamzah, hlm. 177. maddah k

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

Sejumlah ayat yang memuatnya, antara lain:

- 1) Kejadian tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Musa a.s., sebagaimana firman-Nya, منافوستى أَثْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلَتَ نَفْسًا بِالأَسْسِ ...Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seseorang manusia?... ( Q.S. Al-Qashash [28]:19)
- 2) Ungkapan di saat penyesalan bagi orang-orang yang mencita-citakan kekayaan seperti yang dimiliki Qarun, sebagaimana firman-Nya, وأَصْبُحُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ يَبْسُطُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَبِيادِهِ اللهُ عَبِيادِهِ اللهُ عَبِيادِهِ اللهُ عَبِيادِهِ اللهُ عَبِيادِهِ اللهُ عَبِيادِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِيادِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- 3) Tentang saat tanaman-tanaman yang dihancurkan, sebagaimana firman-Nya, النا الم تَعْنَ بِالأَسْسِ tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamantanaman itu laksana tanaman yang sudah di sabit, seakan-akan ia belum pernah tumbuh kemarin.... (Q.S. Yunus [10]: 24)

# (أَمْشَاجٌ) Amsyaaj

Firman-Nya, إِنَّا خَلَقَنَا الْإِنْمَانَ مِنْ تُطَلِّمَ المُصَارِّ مِنْ تُطَلِّمَ المُصَارِّةِ المُصَارِّةِ Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur.... (Q.S. Al-Insan [76]: 2)

#### Keterangan

Amsyaajmaknanyaal-ikhlaath (bercampur), yakni air mani laki-laki dan perempuan. Dikatakan apabila bercampur dinamakan masyiij, seperti perkataan anda tentang khaliith. Telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., dia berkata, bahwa المنا adalah warna merah di dalam putih, dan warna putih di dalam warna merah. Pendapat ini dipilih oleh banyak ahli bahasa. Berkata Huudzail dalam mensifati sebuah anak panah:

كَأْنَ الْرَيْشُ وَ الْفَرْقَيْنِ مِنَهُ

خلاف النصل سيط به مشيخ

"Seakan bulu panah dan belahan yang di ekornya, adalah pedang yang diletakkan di atas warna merah.

Qatadah mengatakan, bahwa amsyaaj adalah tahapan-tahapan dalam penciptaan, pada satu tahap ia menjadi putih, pada tahap lain ia sebagai 'alaqah, dan tahap selanjutnya ia sebagai mudghah, kemudian ia menjadi al-'Izhaamu (tulang), lalu tulang belulang itu dibungkus menjadi daging(lahman), sebagaimana yang tertera di dalam Surat Al-Mu'minuun ayat 12.11

## Am'aa-ahum (أَمْعَاءَهُمْ): Usus-usus mereka.

Firman-Nya, وَسُقُوا مَاءُ حَمِيمًا فَقَطُعُ أَمْعَاءَهُمْ ...dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. (Q.S. Muhammad [47]: 15)

#### (الأملُ) Al-Amalu

Firman-Nya, وَالْبَاقِبَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدُ رَبِكَ نُوابًا ...tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalnya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 47)

#### Keterangan

الأمن والأمن و المسلم Jbnu Manzhur menjelaskan bahwa الأوفاة, yang terakhir dari Ibnu Junai, maknanya الرّجاء (harapan), dan jamaknya المنان Dan تأمّن maknanya الثبّن (mengokohkan, memperkuat). Dikatakan, yakni المنان الشّن إليه مستثبتا له (mengkosentrasikannya agar mendapatkan kepastian, ketepatan). 2)

Sedangkan al-amal juga berarti anganangan kosong, karena mengkonsentrasikan terhadap kehidupan dunia, seperti firman-Nya, دَرْفَمْ يَأَكُوا وَيَتَمْتُوا وَلَهِيمُ الْأَمُالُ فَسَوْفَ يَعْلَوا Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenangsenang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka). (Q.S. Al-Hijr [15]: 3)

<sup>1.</sup> Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 220.

<sup>1.</sup> *Tafsir Al-Moraghi*, jilid 10 juz 29 hlm. 160; lmam Al-Bukhari menjelaskan bahwa *Amsyogi: al-akhlaoth*, yakni bercampurnya air perempuan dan air mani laki-laki, darah dan gumpalannya. Apabila bercampur dikatakan masyirj, Lihat, *Shahih Al-Bukhan*, µlid 3 hlm. 220; fihat juga, *Al-Koysyaof*, juz 4 hlm. 194

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Op.Crt., µird 11 film. 27 maddah Jaji



## (إمْلاَق) imlaaq

Firman-Nya, وَوَلاَ نَقَتُلُوا أُولِاَدَكُمْ خَشْبَةً إِمَلاَقٍ dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena khawatir miskin. (Q.S. Al-Israa' [17]: 31)

Keterangan

Al-imlaaq: kefakiran, seperti yang orang katakan:

وإنِّي عَلَى أَلْإِمْلاَق يَا قَوْم مَاجِد

أَعِدُ لِاَصْبَاقِ الشَّوَاءَ الْمَضَيَّا Sungguh pun aku fakir, hai kaumku! Namun aku tetaplah mulia. Aku sajikan buat tamu-tamuku. Potongan-potongan daging panggang yang enak cita rasanya. أ

# (اَلْأُمُّ) Al-Ummu

Firman-Nya, نَوَامًا مَنْ خَفَتُ مَوَارِبُنُهُ(8)فَأَمُهُ مَابِيَةٌ maka barangsiapa yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. (Q.S. Al-Qaari'ah [101]: 9-10)

Keterangan

Ummuhu haawiyah ialah tempat kembalinya orang yang beramal buruk. Tempat ini adalah jurang yang paling dalam, yakni neraka jahannam tempat mereka dicampakkan.

Hal ini sama seperti seorang anak yang berlindung kepada ibunya. Seorang penyair, Umayyah bin Salt mengatakan:

وَ الْأَرْضُ مَعْقِلْنَّا وَكَانَتُ أُمُّهَا

#### فنها مقابرتا وفرتها نولد

"Bumi itu adalah tempat kita berpijak dan tempat kita kembali. Di dalamnya terdapat kuburan, dan di permukaannya tempat kita dilahirkan".<sup>21</sup>

Al-Ummu (الأم), secara bahasa, berarti 'asal adanya sesuatu'. Sedangkan اَلْتَبَيُّونَ adalah orangorang musyrik Arab. Bentuk tunggalnya, umm(ibu) karena kebodohannya seolah-olah mereka masih dalam kondisi fitrah. <sup>3</sup> Sedang firman-Nya, وَقُلُ لِلْنَبِينَ وَأَسْلَمْتُمُ قَلِنَ الْسُلَمُوا فَقَدِ المُعْمَوَلُوْ الْكِمَاتِ وَالْأَبْتِينَ وَأَسْلَمْتُمُ قَلِنَ أَسْلَمُوا فَقَدِ المُعْمَوَلُوْ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 20)

Berikut kata *umm* bila disandarkan dengan kata lain; misalnya أُمُ الفُرى ialah Kota Mekah. Sebagaimana firman-Nya, وَئِنْنَذِرْ أُمَّ الْقُرَى (Q.S. Al-An'aam [6]: 92), bahwa kota وَمَنْ حَوَلْهَا Mekah disebut sebagai ummul-quraa, dikatakan demikian, karena tempat tersebut merupakan kiblat bagi masyarakat penduduk kota tersebut, atau karena tempat tersebut telah menjadi kebanggaan karena agungnya, sehingga layak dihormati, sebagaimana menaruh sikap hormat kepada seorang ibu, atau karena tempat tersebut sebagai rumah pertama kali yang diperuntukkan bagi seluruh manusia. أمّ الكتاب adalah ilmu Allah yang azali.2] Sebagaimana firman-Nya, وَإِنَّهُ فِي أَمْ الْكِتَابُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ: Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk Al-Kitab (lauh mahfuz) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan banyak mengandung hikmah. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 4)

## (اَلْإِمَامُ) Al-Imaam

وَثُرِيدُ أَنْ نَمْنُ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصَعِفُوا فِي الْأَرْضِ ,Firman-Nya (2 .[32] Q.S. Al-Qashash وَتَجْطَلُهُمْ أَنِمُةٌ وَتَجْطَلُهُمْ الْوَارِيْنَ

Keterangan

Al-Aimmah adalah kata bentuk jamak dari imaam, yaitu orang yang diteladani dalam urusan agama maupun urusan dunia. <sup>3</sup>

Berikut ini pengertian yang diambil dari kata imaam, antara lain:

- 1) Firman-Nya, يَوْمَ نَدَعُوا كُلُّ أَنَامِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنَ أُوقِيَ كِنَابُهُ وَلاَ يُظْلُمُونَ فَبَيلًا المِدَاءُ وَلاَ يُظْلُمُونَ فَبَيلًا المَّدَاءُ وَلاَ يُظْلُمُونَ فَبَيلًا المَّامِةِ (Q.S. Allsraa' [17]: 71) bahwa *lmaamuhum* artinya Kitab mereka. Yakni seperti firman-Nya, وَكُلُّ dan segala sesuatu Kami شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ لللهِ "dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab induk yang nyata (lauh mahfuz). (Q.S. Yasin [36]: 12)

ibid, yilid 5 yuz 14 hlm. 30; Imam Al-Bukhan menjelaskan, alimam adalah setiap apa yang anda nilai sempurna dan dengannya anda mengikutinya. Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 151.



<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 15 hlm. 31.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 227.

<sup>3.</sup> At-Tashil Ir-'Uluumit-Tanziii, juz 1 hlm. 16 ; Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 10 juz 28 hlm. 94

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., plid 3 juz 7 hlm. 187.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 9 juz 25 hlm. 67.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 31.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 76.

-

Furqaan [25]: 74) bahwa *al-Imaamu* digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Yang dimaksud di sini adalah bentuk yang kedua, yakni para imam yang dapat diteladani dalam menegakkan panji-panji agama.<sup>11</sup>

## (أُمَّةٌ) Ummah

Firman-Nya, بَانُ ابْرَاهِيمَ كَانَ أَنْهُ قَابِنًا لِلْهِ خَنِيفًا Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif... (Q.S. An-Nahl [16]: 120) Baca: <u>H</u>anafa (Haniifan).

#### Keterangan

Al-Ummah yang tertera pada ayat di atas adalah "jamaah yang banyak", yang ditujukan terhadap Ibrahim a.s., maka Ibrahim a.s. disebut ummat, dikatakan demikian karena dia memiliki segala keutamaan dan kesempurnaan yang apabila dicerai beraikan akan sebanding dengan satu umat (kumpulan manusia). Ketika memuji Harun Al-Rasyid, Abu Nuwas berkata:

وَلَيْمَنَ عَلَ اللَّهَ بِمُسَتَّنَكِرٍ

أنَّ يَجْتَمِعُ أَلْعَالُمْ فِي وَاحِدٍ

"Tidaklah mustahil bagi Allah untuk menyatukan alam ini pada satu orang".<sup>2</sup>I

Secara umum, kata *Al-ummah* dimaksudkan dengan seketompok manusia yang terdiri di antara individu-individu atau ikatan tertentu, atau kepentingan yang sama atau peraturan yang sama.<sup>3</sup>

Selanjutnya, kata الألفة, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Al-Ummah bermakna al-millah, yakni akidahakidah dan syari'at-syari'at yang pokok, seperti firman-Nya, وَانَّ مَنْهُ أَمْنَا وَاللهُ وَانَا رَبْكُمُ ("Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku". (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 92)
- Al-Ummah bermakna jama'ah, dan jama'ah tersebut berada dalam satu ikatan kesatuan. Dengan nama kesatuan tersebut, umat bisa dikenal, seperti yang terdapat di dalam firman-

Nya, وَمِمْنُ خَلَقْنَا أَمْةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْبِلُونَ "Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu(pula) mereka menjalankan keadilan." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 181)

- Al-Ummah bermakna az-zamaan (zaman) atau al-waqtu(waktu), sebagaimana firman-Nya, وَلَئُنَ أَخُرُنَا عَيُّهُمْ الْعَثَابَ إِلَى أَمْةٍ مَعْنُونَةٍ "Dan sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan..." (Q.S. Huud [11]: 8)
- 4. Al-Ummah bermakna al-imaam, yakni yang dijadikan panutan, seperti firman-Nya, إِنَّ إِنْوَامِيمَ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِيَّا لِلْهُ الْمُعَ عَلَيْكُ اللهُ عَالِيَّا لِلْهُ اللهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِللهِ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِللهِ عَلَيْكُ لِللهِ عَلَيْكُ لِللهِ عَلَيْكُ لِللهِ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلِيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلْهُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ لِللْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي ع
- 5. Al-Ummah bermakna umat yang terkenal, yaitu umat Islam, sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya, ثَنْتُمْ خَيْرَ أَنْهَ أَخْرِجَتَ لِلنَّاسِ "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia...." (Ali 'Imran [3]: 110)"
- 6. Firman-Nya, وَإِنَّ مَدَهِ أَمْتُكُمْ أَمُّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 52) Maka,

  \*Ummatukum: agama dan syariat kalian.21

Perihal ummatan waahid, Abu Muslim Al-Asfahani dan Abu Bakar Al-Baqilani mengatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'manusia sebagai umat yang satu', adalah sesuai dalam kehendak fitrahnya. Yaitu melangkah dengan petunjuk akal yang ada pada dirinya, baik dalam hal keyakinan maupun pekerjaannya, dalam membedakan norma-norma yang baik dan yang buruk, yang hak dengan yang batil dengan meninjau segi manfaat dan mudharatnya. Tetapi, apabila semua persoalan diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan akal manusia tanpa diiringi dengan hidayah ilahiyah, pasti akan menimbulkan perelisihan dan perpecahan. Oleh karena itu,

<sup>1.</sup> tbid, jilid 7 juz 19 hlm. 35.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 157.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 88.

<sup>1.</sup> ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 121; Di dalam At-Toshid Ii-'Uluumit-Tonzil, kata Al-Ummotu terdapat empat arti, antara lain: Al-Jomo'oru min ol-Nigos (kumpulan manusia), Ad-Dinu (agama), Al-Hilinu (masa, zaman), dan Al-manun, yakni Al-Qudwotu (contoh, ikutan). Lihat, Kitob At-Toshill, juz 1 hlm.16; sedangkan, Al-Ummoh yang tertera di dalam surat An-Nahl ayat 92 adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Lihat, Shohih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 153

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 juz 18 hlm. 28; Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 164.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



seringkali kita saksikan bahwa, angan-angan yang menghambat manusia dalam mencapai tujuan yang dimaksud dalam hal akidah dan hukum, adalah hasil produk manusia". <sup>1]</sup>

## (اُمْيُوْنَ) Ummiyyun

Ummiyyuun adalah mereka yang tak kenal baca tulis. Sedang kata ummiyyuun yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 78 maksudnya ialah kalangan awam bani Isra'il. Mereka tidak mengetahui isi Al-Kitab selain angan-angan kosong dan berdiri di atas persangkaan.

Kata *ummiiy* yang ditujukan kepada Muhammmad saw. ialah seorang nabi yang tidak mengenal apa-apa. Namun atas kekuasan-Nya dan izin-Nya Dia-lah yang menjelaskan semua yang kalian butuhkan baik urusan agama maupun urusan kemaslahatan dunia.<sup>2)</sup> Dan menurut surat al-Jumuah ayat 2 bahwa *ummiyyun* pada Nabi saw. mempunyai misi: membacakan ayat-ayat Allah, menyucikannya, dan mengajarkan Al-Kitab dan hikmah.

## Al-limaanu (أَلاءيَمَانُ)

Firman-Nya, نوانا آول اللّهِمَيْن dan aku orang yang pertama-tama beriman. Yakni, Musa a.s. Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi:

"Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung). kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku tampakkanlah diri Engkau kepada ku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak dapat melihat-Ku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku".Tatkala Tuhannya nampak bagi gunung itu, kejadian itu menjadian gunung itu hancur luluh dan Musapun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Mahasuci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama kali beriman".(Q.S. Al-A'raaf; 7: 143)

Al-limaanu, secara bahasa, berarti altasdiqu (pembenaran). Sedang al-imaanu bilqalbi, adalah seseorang yang mengatakan tentang sesuatu lalu meyakini kebenarannya, dan al-Imaanu bil-lisaan, adalah anda mengatakan serasi dengan apa yang anda yakini kebenarannya. Sedang Al-Qur'an menjadikan istilah al-imaan sebagai "menyakini Allah, hari akhir, diutusnya para rasul, iradah yang dengannya dapat membuahkan amal salih, mengantarkan pelakunya mendapatkan kemenangan berupa keselamatan di dunia dan di akhirat". 13

Firman-Nya, تدافع التوبنون (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 1) bahwa Al-mu'min adalah orang yang membenarkan apa yang datang dari Tuhannya melalui lisan nabi-Nya, seperti tauhid, kenabian, pembangkitan dan pembalasan. Kemudian, dalam ayat selanjutnya dijelaskan ciri-cirinya: (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 2-6) baca Islam.

# (أَمِئِنُّ) Amiinun

Firman-Nya, بِنَ النَّقِينَ فِي مَفَامٍ أَمِين Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam *tempat* yang aman. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 51)

#### Keterangan

Maqaamun Amiin (مَقَامُ انْهَامُ : Tempat yang aman yaitu, suatu tempat yang di dalamnya terdapat taman-taman dan mata air-mata air, dan mereka memakai sutera halus dan sutera tebal, (duduk) berhadap-hadapan. (lihat ayat 51-53)

Firman-Nya, إِنِّي لَكُمُ رَسُولُ أَمِينًى. ..Sesungguhnya aku (Musa) adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu. (Q.S. Ad-Dukhaan [44]: 18)

<sup>2.</sup> tbid, plid 6 juz 18 hlm. 4.



Keterangan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 122; lihat, Ar-Raghib, Op.Cit., hlm. 19

<sup>2.</sup> Muhammad Rasyid Ridha, Tofsir Al-Mandar, jilid 16 juz 1 hlm. 898.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz. 3 hlm. 203.

# ·•

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Maka أَبِينُ adalah orang yang mendapat kepercayaan dari Allah untuk menerima wahyu dan risalah.<sup>11</sup>

## (أمين) Aamiin

Kata أمِنِن bukan lafaz Qur'an. Kata أمِنِن adalah kalimat isim yang berarti *istajib* (kabulkanlah). Terdapat dua macam cara melafazkan 'amin', yakni:

Pertama, dibaca panjang sebagaimana penyair mengatakan:

يا ربِّ لاَ تُسَلِّعِنَيْ حَنِها أَبْدا

و يُرْخَمُ اللَّهُ عَبُداً قَالَ امْيُناً

"Ya Tuhanku, janganlah kau cabut cintaku kepadanya untuk selamanya, semoga Allah mengasihi seorang hamba yang berkata "amin" (kabulkanlah)."

Kedua, dibaca pendek, sebagaimana perkataan penyair:

أَمِيْنَ فَرَّادُ اللَّهُ مَا بَيْقَنَا بَعَداً

"Kabulkanlah! Kemudian Allah menambah jauh pemisah di antara kita".²i

Selanjutnya, Imam Al-Maragi menjelaskan kandungan kata aamin, yakni dengan mengutip pandangan sahabat Nabi, Ali r.a. Kata beliau, Sahabat Ali r.a. mengatakan: "Aamiin (افينا) adalah lafaz penutup dari Allah, Tuhan semesta alam. Allah menutup doa hambanya dengan aamiin. Maksudnya, sebagaimana orang yang menutup itu dilarang melihat apa yang ditutupnya dengan mengutak-atik. Demikian halnya dengan aamiin, akan menghilangkan kekecewaan dari doa yang dipanjatkan oleh hambanya (maksudnya, doanya dikabulkan)". <sup>3</sup>1

Menurut para arkeologi Mesir masa kini mengatakan bahwa *amin* bermakna *Allah*. Jadi, kata amin yang dibaca pada akhir surat alfatihah seakan-akan ditutup dengan asma Allah, dan ini merupakan isyarat bahwa tempat kembali semuanya adalah kepada Allah. Para arkeologi itu menduga bahwa kata amin ibarat kata 'mino' atau 'amon', menurut bahasa Mesir kuno. Sedang para ulama ahli bahasa Semith mengatakan

bahwa kata amin yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah fungsinya hanya sebatas 'tarannum' (senggak senandung) setelah membaca surat yang memuat kandungan isyarat dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana kitab Mazamir (Zabur) yang selalu diakhiri dengan kata 'shalaah' dengan kegunaan yang sama dengan kata amin, yakni sebagai tarannum. 11

## (الأَمانَةُ) Al-Amaanah

Firman-Nya, : : : نُوَمِيُهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَتُهُ بِبِينَادٍ لاَ يَوْدِهِ. ...dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 75)

Keterangan

Ta'manhu berasal dari kalimat أبننة dengan makna إنتمنته (engkau mempercayainya). Dikatakan, انبنته بكذا و على كدا (apa anda mempercayakannya dengan cara seperti ini dan atas dasar seperti ini).

Kata نفائة adalah kata bentuk jamak dari بالمائة, yaitu apa yang dipercayakan Allah kepada seseorang, seperti mengerjakan kewajiban syar'i, atau apa yang dipercayakan manusia kepadanya (hubungan sesama). Misalnya, memelihara harta yang dititipkan kepadanya, melaksakan nazar, menempati dan sebagainya. <sup>3)</sup> Seperti firman-Nya, mehamidan sebagainya. <sup>3)</sup> Sesungguhnya kami

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 film 38

<sup>2.</sup> tbid, jilid 1 juz 3 hlm. 188.

Al-Maraghi, Op Cit., jilid 6 juz 18 hlm. 4; kata al-aunganah dalam Surat al-Ahzab ayat 72 tersebut di atas, Prof Dr Mahmud Yunus memberikan utasannya sebagai berikut:

a) Pada zaman dahulu langit dan bunti pandai berbicara dan mengerti percakapan orang, falu Aliah berfirman kepadanya: "Aku perlukan kepadamu beberapa keperluan, barangsiapa mengikutinyo Aku masukkan ke dalam surga, dan barangsiapa durhaka Aku masukkan ke dalam neraka. Maka mampukah kamu menikuli perintah itu? Jawab langit dan bumi: Kami tidak sanggup memikulnya karena kami takut menanggung resikonya. Maka tatkala dijadikannya Adam, lalu digulirkan perintah itu kepadanya, lalu Adam menermanya, maka adalah manusia itu bodoh lagi aniaya diri." Terhadap riwayat ini, menurut beliau, penafsiran ini jauh dari kebenaran akal pikiran sehat, dan penafsiran yang cenderung kepada mitos.

b) bahwa amanat (perintah) Aflah itu jika dipikulkan kepada langit dan bumi yang begitu besar, niscaya tidaklah terpikul oleh keduanya, karena mulyanya dan besarnya

c) amanat berarti akal pikiran Jadi artinya, Allah mengajukan akal dan pikiran kepada langit dan bumi, tapi keduanya tidak sanggup memikulnya, karena tidak sesual dengan tabi atnya. Maka manusia menerimanya karena sesuai dengan keberadaannya. Namu menansia itu bodoh karena tak mau mempergunakan akal dan pikirannya.

Lihat, Yonus, Prof. Dr. Mahmud, *Tafsir Al-Qur'anul-Kariim*, PT. Hida Karya (t.t.), Jakarta, hlm. 627.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm 126.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 37.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm 38.

telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi. Arti selengkapnya berbunyi, Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir mengkhianatinya, dan dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 72)

Begitu juga firman-Nya, وَلاَ تُوْبِئُوا إِلاَ لِنْ تَبَعْ وَلاَ تُوْبِئُوا إِلاَ لِنْ تَبَعْ dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk yang harus dikuti ialah petunjuk Allah.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 73)

Yakni, Aamana lahu dimaksudkan dengan membenarkannya dalam mempercayai apa yang dikatakannya, 11 sebagaimana telah difirmankan oleh Allah: "...dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami...." (Q.S. Yusuf [12]: 17)

Karena kata amanat bersumber dari kata amana (iman), maka amanat tidak akan turun selain kepada mereka yang beriman saja.

## (إِمَاءٌ) Imaa-un

Firman-Nya, وأَنْكِمُوا الْأَيَّالَى مِنْكُمُ وَالصَالِحِينَ مِنْ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu.... (Q.S. An-Nuur [24]: 32)

Keterangan

الإماء Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa الإماء adalah kata jamak dari إِمَّة (bentuk tunggal), yaitu budak wanita. <sup>2]</sup>

## (الْأَنْبَاءُ) 'Al-Anbaa

Firman-Nya, فقد كَانُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ عليه sungguh mereka telah mendustakan (Al-Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 74)

Keterangan

Al-Anbaa' ialah hujjah-hujjah yang menyelamatkan mereka. <sup>3</sup> Dan *al-Anbaa'* juga berarti azab yang akan menimpa mereka. المحافظة Seperti pada firman-Nya, الأثناء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لاَ يَلْسَاءَلُونَ aka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak المحافظة bertanya. (Q.S. Al-Qashash [28]: 66)

## الِنَائًا) Inaatsan

Firman-Ńya, وَجَعَلُوا الْكَانِكَةُ الَّذِينَ هُمُ عِبَادُ الرَّحْمَنِ (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 19) (Q.S. An-Nisa' [4]: 117) (Q.S. Al-Israa' [17]: 40)

Keterangan

Imam Al-Maragi menjetaskan bahwa buj adalah benda-benda mati. Bangsa Arab mengatakan kepada orang yang telah meninggal dengan sebutan *untsa*, karena kelemahannya seperti wanita.<sup>21</sup>

Kata inaatsan dalam ayat tersebut adalah bentuk pelecehan dari kalangan bangsa Isra'il yang ditujukan kepada malaikat, yang mengindikasikan kekafirannya. Yakni, ada tiga segi kekafiran karena menghukumi malaikat sebagai anak perempuan Allah, antara lain: bahwa orang-orang musyrik itu pertama. menisbahkan anak kepada Allah; kedua, bahwa mereka memberikan kepada Allah yang lebih rendah di antara dua bagian; dan ketiga, bahwa mereka meremehkan para malaikat dengan menganggapnya sebagai anak perempuan Allah. 3

# (أَنْدَادًا) Andaadan

Firman-Nya, نَهُ الْمُعَلِّوا لِلْهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ فَطْنُونَ karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 22)

Keterangan

Kata لَيْ artinya menyerupai (للَّمَيَّامِيّ). Dan الْبَلَيْمَةُ adalah persamaan, qias, dan الْمَيَانَ (yang meresahkan, yang membingungkan). Sedang, bentuk jamak dari niddun adalah الْمَانَانَةُ Niddun, di dalam perkataan dinyatakan, بِنَدُ الْكُلِيَةِ berarti 'menyimpang dari ketentuan'. Dan perkataan, نَنَذُ yakni menyiarkan di kalangan orang-orang, menjadi terkenal (syayya-ahu bainan-naas). Atau

<sup>3.</sup> Kitab at-Tashiil li-'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 27.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 183.

<sup>2,</sup> tbid, jihá 6 juz 18 hlm. 102

<sup>3.</sup> Ibid, phd 7 juz 20 hlm. 80.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 45.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 9 juz 25 hlm. 80.

maksudnya ialah aku benar-benar melihat yang dengan penglihatan itu aku memperoleh kesenangan; المائية begitu juga firman-Nya, وسَانُ بِاللهِ الطَّورِ نارًا ...dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya api di lereng gunung.... (Q.S. Al-Qashash [28]: 29)

niddun juga berarti al-akmatu (anak bukit). Kata niddun diperuntukkan bagi yang menyembah selain Allah, yakni menciptakan tandingantandingan selain Allah. Seperti dinyatakan: Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Dan jika orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada Hari Kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 165)

Niddun merupakan upaya membinasakan diri, dan termasuk kesesatan, dinyatakan: Tidakkah kamu perhatikan orangorang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu nereka Jahannam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: "Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembali ialah nereka". (Q.S. Ibrahim [14]: 28-30) baca syirk, lahada(ilhaad), kufr.

#### (أنسن) Aanasa

Firman-Nya, فَإِنَّ ءَانَسَتُمْ مِنْهَم رَشِدا فَادَقَعُوا إليهم نَّهُ النَّهُ: Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 6)

#### Keterangan

Aanastum minhum rusydan, ialah kalian melihat dalam diri mereka sudah bisa mentasarrufkan (mengolah dengan baik) harta bendanya. <sup>1</sup>

Kata ini dimuat dalam beberapa ayat, yang secara umum mempunyai arti melihat. Seperti firman-Nya, ابني النَّسَتَ نارًا: ...Sesungguhnya aku melihat api.... (Q.S. Thaaha [20]: 10); firman-Nya: (Q.S. An-Naml [27]: 7) bahwa aanastu

# (أُناس) Unaasin

Firman-Nya, قَائَفَجُرَتُ مِنْهُ الْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدَ عَلِمَ ...lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 60)

#### Keterangan

Unaasin adalah kata jamak dari al-insu, artinya manusia (al-basyaru). Dan إِنْسِياً: Seorang manusiapun. Yakni, Al-insiyyu adalah sesuatu yang disandarkan kepada manusia. Keadaan tersebut menggambarkan sifat seseorang yang banyak malunya dan kepada setiap yang dengannya menjadi jinak. Seperti firman-Nya, الله المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المناف

Firman-Nya, وَإِذَا طَعِمَتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأَبْسِينَ bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan... (Q.S. Al-Ahzab [33]: 53)

Maka, Ista'nasa lahu, artinya mendengarkan (samma'a). <sup>4</sup> Dan Musta'nisin li-hadiitsin, berarti mendengarkan pembicaraan. <sup>5</sup> Dan Hatta tasta'nisuu menurut Ar-Raghib, ialah mereka menjadi ramah. Dan al-insaan (manusia) dikatakan demikian karena ia diciptakan dengan bentuk yang tidak berfungsi (tidak ada nilai manusianya) sebelum mampu menciptakan pergaulan dengan ramah-tamah yang terjalin antara bagian (pribadi) satu dengan lainnya. <sup>6</sup> Baca An-Naas.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 121.

<sup>2.</sup> Komus Al-Munowwir, hlm. 43.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op.Cit., hlm. 24.

<sup>4.</sup> Al-Munawwir, Op. Cit., hlm. 43.

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit. yld 8 juz 22 hlm. 42.

<sup>6.</sup> Ar-Raghib, Op.Cit., hlm. 24.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 185





## (اَلْأَتُصَابُ) Al-Anshaab

Al-Anshaab adalah batu-batu di sisi tempat mereka menyembelih kurban-kurbannya. Diriwayatkan, bahwa mereka dahulu menyembahnya dan mendekatkan diri kepadanya. 11 Lihat, surat Al-Maa-idah [5]: 90.

## (اَلْأَنْصَارُ) Al-Anshaar

Al-Anshaar: Orang-orang Anshar. Kata Anshar mengindikasikan para penolong dari penduduk Madinah tempat hijrah Nabi saw. dan para sahabatnya. Di antaranya tertera di dalam firman-Nya:

menerima Sesungguhnya Allah telah taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orangorang Ansar, yang mengikuti nabi dalam masa kesulitan, setellah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. At-Taubah [9]: 117-118)

Al-anshaar adalah kata bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah nashiir, seperti kata al-asyraaf, yang bentuk tunggalnya adalah syariif. Arti anshaar adalah pendukung.<sup>2</sup>1

Adapun Anshariy adalah pendukung setia 'Isa a.s. dalam menegakkan syariat yang dibawanya. Di antara sejumlah ayat yang menyebutkan kata anshaariy, ialah firman-Nya, شن انصاري إلى الله Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Arti selengkapnya:

Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Isra'il) berkatalah dia: "Siapakah

yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?' Para hawariyyin (sahabat-sahabat yang setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 52)

Begitu pula kata *al-anshariy* yang terdapat pada surat lain, yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari bani Isra'il beriman dan segolongan (yang lain) kafir; Maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 14)

Firman-Nya, إِنَّهُمْ لَهُمْ الْتَصْورُونَ (Yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 172)

Maka, الْتَصَوْرُون dalam ayat tersebut maksudnya ialah orang-orang yang memenangkan dalam kancah peperangan maupun lainnya. <sup>1</sup>J

## (انْطَلُقَ) Inthalaqa

Firman-Nya, وَانْطَلَقَ اللّٰهِ مِنْهُمْ: Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka. (Q.S. Shaad [38]: 6)

#### Keterangan

Di dalam *Mu'jam* disebutkan bahwa نَصْلَقُ artinya ثَمَّبَ وَ مَنْ (pergi dan berlalu). Dan juga berarti إِذَا الطَلَقْتُمُ إِلَى مَعَابِمَ (berangkat). Seperti firman-Nya, اِذَا الطَلَقْتُمُ إِلَى مَعَابِمَ Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan. (Q.S. Al-Fath [48]: 15)

## (الْأَنْعَامُ) Al-An'aam

Al-An'aam, Al-Farra dan Az-Zujaz mengatakan, النُعَمُ وَالأَنْعَامُ adalah sama, yakni ia bisa

<sup>2</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm. 563.



<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., plid 3 juz 7 hlm. 20.

Tofsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 166;lihat,Surat Ali 'Imraan; 3;

Ibid, jihd 8 juz 23 hlm. 91.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berbentuk *mudzakkar* dan bisa pula berbentuk *mu'annats*. Atas dasar makna ini, orang Arab mengatakan, هَنَّهُ فَكُمْ وَالِهُ Ini adalah binatang yang berani. Ibnul 'Arabi membenarkan makna seperti itu. Beliau mengatakan, ia berbentuk *mudzakkar* disebabkan ia berbentuk jamak, dan berbentuk *mu'annats* disebabkan ia bermakna jama'ah. <sup>1</sup>J

Firman-Nya, مَنَا خَلَقَنَا أَنْعَامًا وَأَنْاسِيُ كَثِيرًا (Q.S. Al-Furqaan [25]: 49) Maka, al-an'aam: Unta, sapi dan kambing. Disebutkannya secara khusus, karena binatang itu adalah perbendaharaan kita dan penghidupan kebanyakan penduduk di suatu perkampungan. <sup>2</sup>J

## (اللانْفُ) Al-Anfu

Firman-Nya, وَالْأَنْفُ بِالأَنْفُ بِالأَنْفُ (dibalas) dengan hidung. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 45)

Al-anfu dalam ayat tersebut mengisahkan tentang ketetapan qisas dari bagian-bagian anggota tubuh kepada bani Israil bahwa sesuatu itu ada qisasnya.

## (الْأَنْفَالُ) Al-Anfaal

Firman-Nya, پَسَالُونَكَ عَنِ الْأَتْمَالِ قَلِ الْأَتْمَالُ لِلْهِ Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 42)

Keterangan

An-Naflu adalah harta rampasan perang yang diperoleh manusia sebelum dibagibagikan.<sup>3</sup> Dan asal an-naflu ialah az-ziyadah 'alal-waajib (tambahan terhadap yang wajib), dan dikatakan pula an-nafiilah.<sup>4</sup> Seperti ayat di atas.

## (أنفأ) Aanifan

Firman-Nya, نادا قال نابقا: ...Apakah yang dikatakannya *tadi?...* (Q.S. Muhammad [47]: 16)

Keterangan

Aanifan (انفا), "tadi", "barusan", "barusan saja". Berasal dari kata انف الشئ , yang artinya bagian depan dari sesuatu. Adapun 'Ali sendiri asalnya adalah 'sesuatu yang melukai', kemudian kata ini digunakan untuk arti menamakan ujung dari sesuatu, atau bagian depannya, atau sesuatu yang menonjol dari padanya. 11

Imam Ash-Shabuni mengutip riwayat yang dikemukan oleh Ibnu Katsir, bahwa para sahabat, diantaranya Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud. Apa yang dikatakan Muhammad barusan? Lalu, "Allah Ta'ala telah mengabarkan orang-orang munafik yang berada di daerah mereka dan minimnya pemahaman mereka. Di saat mereka duduk di majelis Rasulullah dan menyimak pembicaraannya, mereka sedikitpun memahaminya. Ketika mereka keluar dari majelis Nabi, mereka mengatakan kepada orangorang alim di antara para sahabat, "Apa yang dikatakan oleh Muhammad barusan?" Mereka tidak memikirkan apa yang Nabi saw. katakan, dan tidak pula mau mendengarnya dengan tekun ucapan beliau.2)

## (إِنْفَاق) Infaaq

Infaaq adalah mengeluarkan harta dan seumpamanya dalam berbagai lapangan kebaikan. Dan الإنفاق juga berarti kemiskinan dan kefakiran, seperti firman-Nya, قُل لَوْ أَنْتُمْ يَمْلِكُونَ : [17] 'Q.S. Al-Isra' (مَعْنَهُ رَضَعَةً رَبِي إِذَا لِأَمْسَكُتُمْ خَشَيَةً ٱلْإِنْفَاقِ اِفَتَقَرَوْ ذَهَبُ مَالُهُ yakni ، انْفُقَ فُلانًا :100) maka dikatakan (hilang dan lenyap hartanya), dan yakni (yang rugi dalam perniagaannya). Adapun النُفَقَةُ adalah kata benda dari al-infaaq, dan juga berarti tambahan (az-zaadu), yakni apa yang difardhukan untuk istri baik berupa harta(uang), makanan, sandang, tempat tinggal dan melindungi serta hal-hal yang نَقَقَاتُ و semisalnya, sedangkan bentuk jamaknya المُقَاتُ و semisalnya, sedangkan bentuk . Baca Nafaga. نَفَاقُ

# (أَنْكَاتًا) Ankaatsaa

Firman-Nya, وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَصْمَتَتُ غَزَلْنَا مِنْ بَعْدِ dan janganlah kamu seperti seorang: غُوْرَ انْكَانُا perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintat dengan kuat. (Q.S. An-Nahl [16]: 92)

Tafsır Al-Maroghi, jilid 5 juz 14 htm. 101; Shahih Al-Bukharı, plid 3 hlm 153.

<sup>2.</sup> *Ibid,* jilid 7 juz 19 hlm 22

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 4.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 524.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 9 juz 26 hlm. 60.

<sup>2</sup> Lihot, ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 210.

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 942.



#### Keterangan

Al-Ankaatsu adalah bentuk jamak dari نغث, yang lucut dan rusak pintalannya. <sup>1</sup>1 Baca *nakasa.* 

## (انْكَدَرَتْ) Inkadarat

Firman-Nya, وَإِذَا النَّهُومُ انْكَنْرَتُ Dan apabila bintang-bintang itu *berjatuhan*. (Q.S. At-Takwiir [81]: 2)

#### Keterangan

Inkadarat: intatsarat (tersebar, terceraiberai).<sup>21</sup> Dan, Inkidaarun-nujuum maksudnya bintang-bintang saling berjatuhan hingga lenyap cahayanya.<sup>31</sup> Ayat tersebut di atas berbicara tentang kejadian kiamat.

## Ankaalan (أَنْكَالًا)

Firman-Nya, بِنَ نُنَيْنَا اتْكَالُا وَجَعِينا Sesungguhnya pada sisi Kami ada *belenggu-belenggu yang* berat dan neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 12)

#### Keterangan

Al-Ankaal adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk mufradnya adalah niklun atau naklun, yakni ikatan yang berat. 4 Berkata Al-Khansa':

دغاك فقطعت أثكاله

## وقدكن قبلك لانقطع

"Dia menyeru-Mu tetapi ikatannya telah putus, padahal ikatan-ikatan itu sebelumnya takkan terputus".<sup>5]</sup>

## (الأنامُ) Al-Anaamu

Firman-Nya, وَاقْرَضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ Dan Allah meratakan bumi untuk *mahluk-*Nya. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 10)

#### Keterangan

Di dalam Shahih Al-Bukhari dijelaskan bahwa al-anaam adalah al-khalqu (makhluk). <sup>aj</sup> Dan ayat di atas maksudnya dihamparkannya bumi agar makhluk menjadikannya sebagai tempat menetap. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa *Al-Anaam* adalah semua makhluk yang mempunyai ruh(nyawa), demikian yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah dan As-Suday. Dinamakan demikian karena dapat tidur (*yunaamu*).<sup>11</sup>

## (اَلْأَنَّامِلُ) Al-Anaamil

Firman-Nya, عَضُوا عَلَيْكُمْ الْتَابِلُ مِنَ الْغَيْطِ: Mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 119)

#### Keterangan

Anomil, artinya "ujung jari". Sedangkan anaamil. dimaksud 'adhdhul vang terkadang "kebencian yang sangat", terkadang berarti "penyesalan yang sangat".21 Menurut ayat tersebut mereka yang disebutkan dengan 'adhdhu 'alaikumul anaamil adalah mereka yang benci kepada kamu sedang kamu tidak membenci mereka. Kamu membaca kitab sedang mereka tidak. Mereka adalah musuh yang sebenarnya, sekaligus larangan untuk bergaul dan dijadikan teman akrab (bithaanah). (lihat ayat ke-118). Maka sikap yang ditampilkan seperti itu, Allah cukup mengatakan: مُؤْتُوا بِغَيْظَكُمْ, "matilah dengan kegeraman kamu yang bercampur kebencian itu", baca 'adhdhu,

# أَنْهَارٌ) Anharun

Firman-Nya, وَأَنْهَارُ مِن لَيْنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ مَلْمَهُهُ Sungaisungai dari susu yang tidak berubah rasanya. (Q.S. Muhammad [47]: 15)

#### Keterangan

Al-Anhoar adalah bentuk jamak dari nahrun (نهز), yakni saluran yang luas. Begitu pula firman-Nya, وانهاز من خمر للذة المثلويين Sungai-sungai dari khamr arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. (Q.S. Muhammad [47]: 15) Yakni, gambaran jenis sungai-sungai yang ada di surga.

Penyebutan kata anhaar di sejumlah ayat selalu menampilkan bentuk jamaknya, anhaar bukan nahrun, yang menunjukkan pengertian banyaknya sungai, saluran-saluran yang berada di surga. Baik dari segi rasa dan jenis airnya sebagaimana ayat-ayat tersebut di atas. Sedang-

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 129

<sup>2.</sup> Shahih A'-Pukhari, yilid 3 hlm. 222; Al-Kasysyaaf, yuz 4 hlm. 221.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 hlm 52.

Al-Hasan berkata: Ankadon: quyuudon (katan yang berat). Lihat, Shohih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 218.

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 10 juz 29 hlm. 114; lihat juga, Al-Kasysyoof, juz 4 hlm. 214

<sup>6.</sup> Lihat, Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 20.

<sup>1.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun 'ala Tafsir Al-Maawardi, jilid 5 hlm. 425

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 42.

<sup>3.</sup> tbid, jilid 5 juz 13 hlm. 62

•

kan penggunaan kata *nahrun*, bentuk mufrad adalah penunjukkan kepada sungai yang ada di dunia. Seperti firman-Nya, فَلْ إِنَّ اللَّهُ مُنْتَلِيكُمْ بِنَهَر فَمْنُ شَرِبَ مِنَهُ فَلَيْسَ مِقَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 249) Maka, *an-nahru* yang dimaksud ialah sungai yang terletak antara Palestina dan Yordan. <sup>11</sup>

## (أَنَاءً) 'Aanaa

Fîrman-Nya, يَتَلُونَ مَايَاتِ اللهِ مَانَاءَ اللَّهِ. Mereka membaca Ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 113) (Q.S. Thaaha [20]: 130)

#### Keterangan

Adapun firman-Nya, أَنْمَ بِأَنْ بِلْنَدِنْ ءَامَنُوا أَنْ Belumkah datang تَخَشَعْ فَلُوبُهُمْ لِنِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْعَقَ waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka).... (Q.S. Al-Hadfid [57]: 16)

Maka, اَلَمْ يَأْنِ, berasal dari kata kata, اَلَمْ يَأْنِ أَيْنَا وَأَنَائُ وَإِنَائُ Artinya jaa'a anaahu (telah tiba saatnya).<sup>3</sup>]

## (أَنَاب) Anaaba

Firman-Nya, وَيَقُولُ الْذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أَنْزِلاَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ Orangorang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada Nya", (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 27)

#### Keterangan

Angaba dalam ayat tersebut maksudnya ialah meninggalkan penentangan dan menyambut

kebenaran. المنابة في المنيث adalah isim fa'il dari anaaba (tasrifnya: مُنَابَ يُنِيْبُ اِنَابًا وَ اِلنَابَةُ فَهُو مُنِيْبُ artinya: Orang yang suka kembali kepada Allah. (Q.S. Huud [11]: 75) Maksudnya ialah Ibrahim a.s.

Adapun firman-Nya, الصَلَاةُ وَالْقَوهُ وَالْقِيمُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْقُوهُ وَالْقِيمُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ تَكُونُوا مِن النَّشُوكِينَ Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertawakkallah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. (Q.S. Ar-Rum [30]: 31)

Maka, مُنبِينَ الِنَهِ maksudnya ialah kembali kepada-Nya dengan bertaubat dan memurnikan amal perbuatannya hanya untuk-Nya. Ia diambil dari perkataan mereka; بُنَاتِ نَوْتِهُ-نَوْبَاً seseorang kembali dari satu waktu ke waktu lainnya".<sup>21</sup>

## (غانئة) Aaniyah

Firman-Nya, تُسْقَى مِنْ عَيْنِ ءَائِنِة: diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 5)

#### Keterangan

Adniyah artinya sangat panas, yang memuncak panasnya. Begitu juga, firman-Nya, الموفون بينها ونين خميم ال (Q.S. Ar-Rahman; 55: 44); menurut Ibnu 'Abbas اله المالة ialah telah memuncak mendidihnya dan sangat panas. الإلا Yakni kata yang dipergunakan bagi penduduk neraka, Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya, dan sekaligus sebagai minumannya.

## (إِنَاهُ) Inaahun

Firman-Nya, إِلاَ أَنْ يُؤْذُنُ لَكُمْ إِلَى طُعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ يَانٍ: ...kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya).... (Q.S. Al-Ahzab [33]: 53)

#### Keterangan

Di dalam *Mu'jam* dinyatakan: أَنَا وَ إِنِّنَا وَ إِنِّنَا . Artinya أَنَا وَ قَرْبِ (dekat). أَا Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa إِنَّانَ Masaknya (*idrakuhu*). Orang Arab berkata, أَنَّتُ الطَّعَامُ وَ يِأْنِثُ أَنَّ الطَّعَامُ وَ يِأْنِثُ أَنَّ الْمُعَامِّةِ وَ يَأْنِثُ الْمُعَامِّةِ وَ يَأْنِثُ الْمُعَامِّةِ وَ يَأْنِثُ الْمُعَامِّةِ وَيَأْنِثُ أَنَّ الْمُعَامِّةِ وَيَأْنِثُ الْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمِانِ الْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمِانِينَ الْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمِانِينَ الْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمِانِينَ الْمُعَامِّةِ وَالْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمَانِينَ الْمُعَامِّةِ وَالْمُعَامِّةِ وَالْمُعَامِّةِ وَالْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمِانِينَ الْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمِينَا الْمُعَامِّةِ وَالْمُعَامِّةِ وَالْمِثْمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَالِمُعِلَّةِ وَالْمِينَانِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا الْمُعَامِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا الْمُعَامِّةِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِّمِينَا اللّٰمِينَا اللْمِينَا الْمِينَانِينَا الْمُعَامِّةِ وَالْمُعِلَّمِينَا اللّٰمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا اللّٰمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا اللّٰمِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمِينَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمِنْعِلَامِينَا الْمُعِلَّةِ الْمِنْعِلِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمِنْعِلَيْنِينَا الْمِنْعِلَيْنِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمُعْمَانِينَا الْمِنْعِلَيْمِينَا الْمِنْعِلِينَا الْمُعْمِينَا الْمِنْعِلْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمِنْعِلَيْمِينِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمِنْعِينَا الْمُعْمِينِ الْمِنْعِينِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينِينَا الْمُعْمِينَا الْمِنْعِلْمِينَا الْمِنْعِينَا الْمِنْعِينِينَا الْمِنْعِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينِينَا الْمِنْعِينَا الْمِنْعِينَا الْمُعْمِينِ الْمِنْعِينَا الْمِنْعِلْمِينَا الْمِنْعِينَا الْمِنْعِينَا الْمِنْعِينِ الْمِنْعِينَا الْم

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juž 2 hlm. 220.

<sup>2.</sup> Shawaatut-Tafaasiir, plid 1hlm. 223.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, julid 9 juz 27 hlm. 171.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid S juz 13 htm. 97.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 45.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 130.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Qur'anul 'Azhum, Ibnu Katsır Al-Qursyi Ad-Dimasyq, Daar Al-Fikr, Beirut-Libanon (1992M/1412H), jilid 4 hlm. 332.

<sup>5.</sup> Mo'igm Al-Wasith, ruz 1 bab alif him, 31.



sampailah dan tibalah saat masaknya makanan itu. Kata-kata ini banyak cara pengucapannya, inaa (dengan dikasrahkan hamzah-nya) dan anaa (dengan difathahkan hamzah-nya) dipendekkan dan boleh juga dipanjangkan bacaannya. Al-Huta'ah mengatakan:

وَأَخُرُ أَوِ الْشَعْرَى فَطَاالَ بِيُ

ألإناه العشاء إلى سهيل

"Kamu tangguhkan makan malam sampai muncul bintang suhail, sehingga lama benar saya rasakan kapan masaknya makanan". 11

## (أَنْيَةٌ) Aaniyatun

Firman-Nya, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيْةِ مِنْ فِطَهُ dan diedarkan kepada mereka *bejana-bejana* dari perak.... (Q.S. Al-Insan [76]: 15)

Keterangan

Aaniyah (انبية) adalah kata dalam bentuk jamak, dan bentuk mufradnya adalah المربة, yakni tempat minum (bijana).<sup>2]</sup>

## (أَهُلُّ) Ahlun

Kata *ahlu* mempunyai beberapa arti, dan sesuai dengan kata yang berdampingan dengannya. Di dalam *Mu'jam* dinyatakan bahwa الأمّال artinya adalah sebagai berikut:

- (keluarga terdekat) الأقاربُ الْعَشِيْرَةُ Al-Ahlu berarti الأقاربُ الْعَشِيْرَةُ
- (istri) اَلرُوْجَهُ Al-Ahlu berarti الرَّوْجَةُ
- Al-Ahlu berarti pemilik, dikatakan; أَمْنَ الشَّيْنِ berarti أَمْنَ (pemiliknya), Misalnya: أَمْنَا
   Pengikut Injil. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 47); أمل الكتاب Ahlu Kitab. (Q.S. Al-Qashash [28]: 52-55)
- 4) Al-Ahluberartipenghuni, penduduk, dikatakan: اَمْنَ الدَّارِ وَ تَعْوَما , yakni سَكُانِها (penghuninya, dan para penduduknya), dan misalnya: اَمْنَ لَدُوها : Penduduk Madyan. (Q.S. Thaaha [20]: 40); عَنْ الْنَبِينَةِ: Penduduk kota. (Q.S. Al-Hijr [15]: 67); dan اَمْنَ الْفَرى Penduduk negeri-negeri. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 96); dan اَمْنَ نَبُرِب Penduduk kota Yasrib (Madinah). (Q.S. Al-Ahzab [33]: 13); sedangkan أَمْنَ النَّبِينَةِ: Ahlulbait (Q.S. Huud [11]: 73), yakni yang menghuni rumah.
- 5) *Al-Ahlu* berarti yang berhak, dikatakan: مُسْتَحِقُّ لهُ yakni اَمْنُ بِكُنْدِ (orang yang berhak

memperolehnya). Misalnya: أَفُلُ النَّكُرُ. Orang yang mempunyai pengetahuan. (Q.S. An-Nahl [16]: 43); (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 7), أَفُلُ النَّقُورِيُ أَفُلُ النَّقُورِيُ Tuhan Yang patut kita bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun. Yakni, Allah Swt. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 56)<sup>11</sup>

## (أُوَابِئْنَ) Awwaabiin

Firman-Nýa, زَيْكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ إِنْ نَكُونُوا صَالِحِينَ . Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orangorang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. (Q.S. Al-Isra' [17]: 25)

Keterangan

Dawud a.s. dan Sulaiman a.s. yang tertera di dalam surat Shaad ayat ke-30 disebut أَوَّاتُ , yakni yang amat taat kepada Tuhannya. Kata awwaab tidak hanya menyifati perilaku manusia, namun ia juga menyifati yang lain, misalnya burung-burung, sebagaimana firman-Nya, وَانْطَيْرَنْحُسُورَةُ كُلُّ لَا يُوَالِّ : "Dan Kami tundukkan burung-burung dalam keadaan berkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah." (Q.S. Shaad [38]: 18)

Dan juga kata awwaab, disifatkan kepada gunung-gunung yang bertasbih bersama Dawud a.s., seperti yang tertera di dalam firman-Nya, "باجبال أوبي مُعهُ والطَّبُر" (Kami berfirman), 'Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud'". (Q.S. Saba' [34]: 10)

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 22 hlm. 46.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 167; Al-Kasyyaaf, juz 4 hlm. 246.

ا. Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab alif hlm. 31; ibnu Manzhur menjelaskan bahwa أَمْلُوْ تَكِتْ النِّبِي ملهم maksudnya ialah istri-istrinya, anakanak perempunnya, dan menantunya, yakni Ali tin Abi Thalib ra. dan نَوْلُ adalah umatnya (ummatuhu). Lihat, Ibnu Manzhur, Op.Cit., jilid 11 انوار hlm. 29 maddah

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 15 hlm. 31

<sup>3.</sup> At-Tashiil li "Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 16.

# ·•

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (اَلْأُوْنَارُ) Al-Aubaar

Al-Aubaar adalah bulu unta.<sup>1]</sup> (Q.S. An-Nahl [16]: 80)

## (اَلْأَوْتَادُ) Al-Autaad

Al-Autaad adalah kata dalam bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah watid, artinya tonggak yang dipancangkan ke bumi dan diikatkan padanya tali kemah sebagai penguat.<sup>21</sup> Singkatnya al-autaad adalah bangunan besar dan kokoh.<sup>31</sup> Lihat (Q.S. An-Naba' [78]: 7)

## (أذً) Aada

Firman-Nya, وَسِعُ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلاَ يَلُودُهُ .....Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya...." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255)

## Keterangan

Aadahu (ناة), adalah fi'il madhi, dan fi'il mudhari'nya ya-uuduhu (ينوُوُوُوُ), apabila terasa berat atau terkena masyaqat (kesulitan, kesusahan, kesempitan) dalam mengemban tugas tersebut. الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان الإعلان

# (أَوْجَسَ) Aujasa

Firman-Nya, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ جَيِفَةً مُوسَى: "Maka Musa merasa takut dalam hatinya." (Q.S. Thaaha [20]: 67)

#### Keterangan

Dikatakan: إيْجَاسُ الْغَوْف, yakni menjadikan sedikit ketakutan. Menurut Ar-Raghib al-wajsu adalah suara yang tersembunyi dan at-tawajjus adalah proses menyimak (at-tasammu'), dan al-iijaas adalah keberadaan suara tersebut dalam jiwa. Ayat tersebut berkenaan dengan ketakutan Musa a.s. Dalam menghadapi para

tukang sihir Fir'aun. Maka, aujasa dalam ayat tersebut, mereka mengatakan, bahwa ia adalah keadaan yang dicapai oleh jiwa setelah adanya kekhawatiran karena kekhawatiran adalah asal mula berpikir. 1 Yakni, Musa merasa khawatir bahwa pengikutnya akan terpengaruh dengan ahli sihir yang amat tinggi pengetahuannya itu. Kemudian, Tuhan berkata Musa yang merasa khawatir: "Janganlah engkau takut karena engkaulah yang paling tinggi dan menang bukan mereka". Kemudian, Firman Tuhan: "Hai Musa! Campakkanlah tongkat yang di tangan kananmu, niscaya ia telan tali-tali dan tongkat-tongkat kepunyaan ahli sihir itu , karena apa-apa yang mereka tunjukkan tidak lain melainkan tipu daya tukang sihir, padahal tukang-tukang sihir tidak ولا يظع الساحر) dapat kejayaan di mana-mana حيث اثي), sedangkan apa yang engkau tunjukkan adalah mukjizat tanda kebenaranmu sebagai rasul."2)

# (اَلْأُوْدِيَةُ) Al-Audiyah

Al-Audiyah adalah bentuk jamak dari واد yaitu tempat air mengalir, atau belahan dari dua gunung. Kadang dimaksudkan air yang mengalir di lembah.<sup>3</sup> (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 17)

# (أُوْزَارَ) Auzaar

Firman-Nya, وَإِذَا قِيلَ لِتُهُمْ قَالُو أَسْاطِيرُ (24 أَلِينَ لِلْهُمْ قَالُو أَسْاطِيرُ (24 لِلْمِينَ أَوْزَارِ النّينَ الْقِيَامَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ النّينَ الْعَيَامَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ النّينَ الْمُلْوَمَةُ بِغَيْرِ عِلْمِ الْاسْاءَ مَايِزْدُونَ (Dan apabila dikatakan kepada mereka 'Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Dongengandongengan orang-orang terdahulu'. (ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosadosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari Kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu." (Q.S. An-Nahl [16]: 24-25)

#### Keterangan

Kata أَنُوزُرُ adalah bentuk *mufrad* (tunggal), dan bentuk jamaknya أَوْزَارَ, artinya beban yang berat. Maka dikatakan, وَزُرَةٍ, bila sesuatu

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid S juz 14 hlm. 120.

<sup>2.</sup> fbid, jilid 10 juz 30 hlm, 4.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 143; lihat, surat Al-Fajr, 89; 10

<sup>4.</sup> fbid, jilid 1 juz 3 hlm. 11.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 126.

<sup>6.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 550.

<sup>1.</sup> Ibid, htm. 550.

<sup>2.</sup> Lihat, A. Hassan, *Tofsir Al-Furqun*, catatan kaki no 2188, 2189, 2190. (Q.S. Thaha; 20: 67-69).

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 87.

# ~+@

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Makna yang sama dari kata wizru dan auzaar adalah mutsqalah (مَنْفَلَهُ), "beban berat". Yakni, dosa itu sendiri, seperti bunyi ayat, وَلَا تَرْزُ وَارْزَهُ وَلَّرُ كَانَ ذَا وَلَا تَلَا يَغْمَلُ اللهِ جَلَيْهَا لَا يَغْمَلُ عَلَى ذَا فَرْنِي وَلَا تَوْلُو كَانَ ذَا فَرْنِي (Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika orang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikulnya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggil itu) kaum kerabatnya." (Q.S. Fathir [35]: 18) Baca Wizru.

## (أَوْسَطِ) Ausaath

Firman-Nya, غَمِنْ أَوْسِطِ مَا تَطْعِمُونَ أَطْلِيكُمْ (yaitu) dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu..." (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 89)

### Keterangan

Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa الأوساط adalah makanan yang bisa dimakan di rumah, bukan makanan paling rendah yang kadang-kadang digunakan untuk berzuhud, bukan pula makanan paling tinggi yang dimakan dalam keadaan kecukupan.<sup>21</sup>

## Aalun (اَلَّ)

Firman-Nya, وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ عَالَ فِرْمَوْنَ يَسْوِمُونَكُمْ شُوء . "Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberatberatnya..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 49)

#### Keterangan

Al-Aalu, asal kata dari, ال-يَنُول, yang artinya kembali (rajaa'). Arti yang sesungguhnya menunjukkan adanya kaitan kefamilian baik berkenaan dengan seseorang, pendapat atau madzhab. Kata aalu ini tidak di-mudhaf-kan (disandarkan) kecuali kepada sesuatu yang besar atau mempunyai derajat yang tinggi. 13 Sedangkan adalah jamak dari فو adalah jamak dari أؤلوا lafaznya. Misalnya أُوَلُوا الْأُرْحام, yang berarti saudara-saudara terdekat (al-aqaarib). Dan juga berarti kekerabatan yang dijalin dari sebab kelahiran(hubungan darah); dan اُولُوا الْأَمَر adalah yang mempunyai hak merumuskan (menelurkan kebijakan) dalam berbagai perkara (isdaarulawaamir), artinya yang wajib ditaati apabila memerintah.2]

Perlu diketahui bahwa kata ulul atau alu atau uliy, menunjukkan makna memiliki, yang yang berhak, dan sebutan tiga istilah tersebut tidak dapat bergeser kepada yang lainnya. Maka bermula dari aulaatihamlin (wanita yang hamil), hanya tertuju kepadanya; begitu juga istilah *uulul albaab* (yang mempunyai pikiran), uulin-Nuhay (yang punya pikiran), uulil aidiy wal abshaar, 'uulul azmi (yang punya keteguhan). Yakni istilah tersebut tidak bergeser selain kepada pemiliknya, sebagai yang berhak. Oleh karena itu istilah ulil amri yang tertera dalam al-) ...اطبعوا الله و اطبعوا الرسوا و اولي الامر منكم ,Qur'an ayah), maksudnya adalah mereka yang memegang teguh dalam memutuskan perkara agama dengan sumber ketaatannya kepada Allah dan rasul-Nya. Karena taat kepada Allah berarti taat kepada rasul-Nya, dan taat kepada rasul-Nya adalah taat kepada mereka yang memutuskan urusan agama yang berpegang teguh kepada keduanya. Karena huruf wawu pada ayat tersebut menunjukkan kepada makna lit-tartiib (urutan), dan lil bayaan (penjelasan)

## (الْأُوَّلُ) Al-Awwalu

Firman-Nya, نفوَ الْأَوْلُ وَالْأَجْرِ "Dia-lah yang awal dan yang akhir..." (Q.S. Al-Hadiid [57]: 3)

<sup>2.</sup> Mu'jam Lughotul Fuqahaa', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm. 77.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 joz 8 hlm. 88.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 3 juz 7 hlm. 14.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 112

#### Keterangan

Huwal-Awwaalu, yakni Dia-lah (Allah) Yang Maha dahulu atas semua yang ada.<sup>11</sup>

## (أُوَانُّ) Awaanun

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa أَوَانُ berasal dari أَن , artinya masa (الْعَيْنَ), dan di antaranya: ان أَوَانُ الشَّسُلِيمِ (saatnya untuk berserah diri).<sup>21</sup>

## (أُوَاوُّ) Awwaahun

Firman-Nya, بَانَ إِبْرَامِيمَ لَحَنِيمُ أَوْاهُ مُنِيبٌ "Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi *pengiba* dan suka kembali kepada Allah." (Q.S. Huud [11]: 75)

#### Keterangan

lmam Al-Maragi menjelaskan bahwa الْكَانِرُ النَّالِيَّانُ adalah orang-orang yang banyak mengeluh dan mengaduh (الْكَانِرُ النَّالِيَّانُ). Atau, orang yang khusu', banyak berdoa dan merendahkan diri kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan, bahwa katakata ini berasal dari bahasa Habsyi, artinya orang yang beriman atau orang yang yakin. Sedang الْمَا berasal dari kata الله atau yang semisalnya, yang diucapkan oleh orang yang sedih, atau dari kata auhi, atau dari kata الْمَا عُلَّالُهُ الله الله الله عَلَيْنَ المُلْعَالِيَّةُ الْمُعَالِيِّةُ الْمُعَالِيِّةُ الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيِّةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعَالِيْةً الْمُعِلِيْةً الْمُعَالِيْةً  dalam surat At-Taubah dijelaskan bahwa Ibrahim a.s. dinyatakan dengan: إِنْ اَبْرَاهِيمَ لَاوُاهُ "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." Sedangkan bentuk awwah dari Ibrahim sendiri adalah kesediaannya untuk memintakan ampun bagi bapaknya yang diikat dengan janji yang pernah diikrarkannya, meski secara jelas bapaknya termasuk musuh Allah, musyrik. (Q.S. At-Taubah [9]: 114)

## (أَوَى) Awaa

Firman-Nya, بَذْ أُوى الفَنْيَةُ إِلَى الْكَهَبَ (Ingatlah) ؛ بَذْ أُوى الفَنْيَةُ إِلَى الْكَهَبَ ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 10)

#### Keterangan

Dikatakan: أَوْى بِلَوْ الْكَانِ dan أَوْى بِلُونِ اللهِ i menjadikan tempat itu sebagai pelindung dan tempat tinggal. <sup>11</sup> Di dalam *Mu'jam* dinyatakan: أَوْنَا وَ مَاوَيَةُ وَ مَاوَاةُ أَوْنَى لَهُ إِلَيْهِ (berlaku lembut kepadanya dan mengasihinya). <sup>21</sup> Sejumlah ayat yang memuat kata *awaa* antara lain:

- 1) Firman-Nya, اثلث أبوته الله أبوته "Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf; Yusuf merangkul ibu bapaknya." (Q.S. Yusuf [12]: 99), maka, Awaa ilaihi abawaihi artinya dia merangkul dan memeluk ibu-bapaknya.<sup>31</sup>
- Firman-Nya, وَفَصِيلْتِهِ اللَّتِي نُوْوِيه (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 13)

Maka, *Tu'wiihi* ialah melindungi dan dia berlindung kepadanya. <sup>4</sup> Yakni, kaum familinya yang melindunginya di dunia. *Al-awwaahu*, sebagaimana yang tertera dalam surat Huud ayat 75, yang berarti *ar-rahiim* (yang menyayangi) dengan lughat Habasyiyah. <sup>5</sup>1

- 3) Awaa ilaihi berarti dhamma ilaihi (memberikan perlindungan kepadanya). أو المناوي إلى جَبَل (memberikan perlindungan kepadanya). أفان سَاوي إلى جَبَل (Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" (Q.S. Huud [11]: 43) Yakni, anak nabi Nuh mengira bahwa gunung dapat melindungi bahaya air bah yang menimpanya.
- 4) Awaa berarti, memberi tempat, menempatkan, dikatakan: أَوَى الْكُانِ , وَالِنَهِ أُولًا .Sebagaimana firman-Nya, أَنْ يَتَغَلَّمُونَ أَنْ يَتَغَلَّمُتُكُمُ النَّاسَ فَاوَاكُمْ , Kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap di (Madinah)...." (Q.S. Al-Anfal [8]: 26); begitu juga, firman-Nya, وَجَعَلْنا وَالْهُمُ وَالْهُ قَالِةُ وَنَاوَنِنَاهُما إِلَى رَبُوةٍ ذَاتٍ فَرَارٍ وَمَعِينِ "Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan

<sup>1.</sup> Al-Maraght, Op.Cit., jilid 9 juz 27 hlm 170.

<sup>2.</sup> Mu'jom Lughotul Fuqahoa', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm. 77.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., pilid 4 juz 11 hlm. 35; dan dinyatakan pula di dalam *Mu'jam*, yakni الرحية الراجية النائية المالية yang penyayang dan lembut hatinya, iba: jawa, trenyuh). Lihat, *Mu'jam Al-Wosiith*, juz 1 bab alif hlm. 33.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 15 hlm. 121.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab ald him. 33.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 41; fihat Ar-Raghib, Op.Cit.,

<sup>4</sup> *lbid,* jilid 10 juz 29 hlm. 66.

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 Nm. 145.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 3 hlm 147.

<sup>7.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab alif hlm. 33.



Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber air yang bersih yang mengalir." (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 51)

Adapun *Ma'waakum*, adalah tempat persinggahan yang kamu berlindung kepada-Nya.<sup>1]</sup> Yakni, *Isim makan* (kata yang menunjukkan tempat). Sebagaimana firman-Nya, مَوْلاكُمَ تَمُولاكُمُ *Tempat kamu* ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 15)

Sedangkan ma'wahumun-naar, ialah tempat tinggal orang-orang fasiq, yakni neraka. Seperti firman-Nya, اوأمَا الذَين فسقوا فمأواهمْ الثناز: "Dan adapun orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka." Arti selengkapnya berbunyi, "Dan adapun orang yang fasik (kafir), maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya." (Q.S. As-Sajdah [32]: 20)

# (آنِهٌ) Aayatun

Firman-Nya, وماية لهم الأرض المبتة اخبيناها وأخرجنا "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan." (Q.S. Yasin [36]: 33)

### Keterangan

الله Manzhur menjelaskan bahwa الله wazannya الله , demikian menurut Al-Khalil. Dan asal أونة adalah الله , dengan difathahkan wawunya. Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa الله artinya علاقة , yakni tanda. Dikatakan demikian karena ia merupakan dalil yang menunjukkan adanya Allah. Abu Al-Itahiyah mengatakan:

وفى كلِ شيئِ أيةً

تَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحَدٌ

"Dan pada tiap-tiap sesuatu terdapat tanda yang m. nunjukkan bahwa Dia itu Esa".<sup>3</sup> Di dalam Mu'jam disebutkan seputar makna العَبْرَةُ (pertanda), العَبْرَةُ (pertanda), العَبْرَةُ (pengajaran, pelajaran), السَّخْصُ (mukjizat) (mukjizat) المُحْجَزَةُ (kelompok), dan الجَبْناعَةُ (ayat dalam Qur'an). المَّارِيَّةُ وَمَا كَانَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 67) bahwa laaqyat artinya benar-benar suatu pelajaran yang menuntut untuk beriman kepada Musa. 21

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini sejumlah ayat yang memuat kata ayat, berikut penjelasan para mufasir, antara lain:

- Firman-Nya, اَنْبَتُونْ بِكُلُ رِبِع ءَايَة تَعْبَتُونَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 128) bahwa aayatan artinya istana yang kokoh dan tinggi.<sup>31</sup>
- 2) Firman-Nya, وَلَقَدُ أَوْسَلُمُا مُوسِى بِالْبِائِنَا أَنْ أَخْرَجُ فَوْمَكُ مِنْ رَقِيْتُ لَكُنِ صَبْتُارٍ الطَّلُمَاتِ الى النَّورِ وَذَكِرَهُمْ بِآيًام اللَّهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لايَاتَ لَكُنِ صَبْتُارٍ الطَّلُمَاتِ اللَّهِ وَذَكِرَهُمْ بِآيًام اللَّهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لايَاتَ لَكُنِ صَبْتُارٍ الطَّلُمَاتِ (Q.S. Ibrahim [14]: 5) bahwa al-aayaat ialah sembilan mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa a.s.41
- 3) Fírman-Nya, إلا أنْ كذب بها أنْ نَرْسِلْ بِالآيَات إلا أنْ كذب بها أنْ نَرْسِلْ بِالآيَات إلا أنْ كذب بها ومَا نَرْسِلْ بِالآيَات الأَ الْأَوْلُونَ وَءَاتِينَا نَمُودَ النَّاقَة مُنْضِرَة فَطَلَمُوا بِها ومَا نَرْسِلُ بِالآيَات الأَ الْأَوْلُونَ (Q.S. Al-Israa' [17]: 59) bahwa al-aayat berarti mukjizat-mukjizat yang diminta oleh kaum Quraisy seperti membuat bukit Safa menjadi emas.<sup>5</sup>
- 4) Firman-Nya, اِنَ اللَّذِينَ كَذُبُوا بِأَيَاتِنَا وَاسْتَكَبُرُوا عَنْهَا لاَ تُفْتُخُ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 40) bahwa al-aayat yang dimaksud di sini ialah ayatayat yang menunjukkan prinsip-prinsip agama dan hukum syariat. Seperti dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah dan keesaan-Nya. Juga dalil-dalil yang menunjukkan kenabian dan kebangkitan pada hari Kiamat.
- 5) Firman-Nya, وَالْذِينَ كَذِبُوا بِأَيَانِنَا وَلِقَاءَ الأَخْرَةَ حَبِطَتَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: أغمالُهُم هِلْ يُجِزُوْنَ إِلاَما كَانُوا يِعْمَلُونَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 147) bahwa al-aayat yang pertama berarti

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 9 juz 27 hlm. 135

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Op Cit., jilid 14 hlm. 61 maddah 31

Al-Maraghi, Op Cit., jilid 1 juz 1 hlm. 96; Shafwootut-Tafausin., jilid 3 hlm. 13.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasuth, juz 1 bab alif hlm. 35; di dalam tissannul 'Arab dijelaskan bahwa oʻlooyot juga berarti ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Qui an, Abu Bakar berkista, dinaniakan *di-aoyot* karene ia menjadi tanda satu kalam dari kalam yang lainnya. Dan *di-aoyot* juga berarti al jama'ah (kelompok), karena ia mengelompokkan huruf-hurufnya dari huruf-huruf Qur'an, dan aayatuflaah ialah keajaiban keajaiban: Nya. Ibnu Hamzah berkista oi-ooyot di dalam Qur'an seakan-akan ia merupakan pertandak yang mengarahkan untuk mengetahui jalah petunjuk, ibnu Manzhur, Op.Cit., Jilid 1hlm. 62 naaddah <sub>2</sub> i

<sup>2</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 64.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 85.

<sup>4</sup> Hbid, jilid 5 juz 13 hlm. 127.

<sup>5</sup> *lbid,* jilid 5 juz 15 hlm. 62

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 150.



tanda-tanda, bukti dan dalil-dalil. Sedang yang kedua berarti ayat-ayat yang diturunkan ditinjau dari sisinya yang memuat petunjuk dan pembersihan jiwa.11

- (Q.S. Al- وَالْنَبِينَ هُمْ بِأَيَاتِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 58) bahwa al-aayat maksudnya ialah ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam diri dan di ufuk serta ayat-ayat yang diturunkan.2J
- وَاصْمُمْ يُدَكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِسُوءِ , Firman-Nya (Q.S. Thaaha [20]: 22) bahwa Aayatan غابَّةُ أَخْرَى ukhra ialah mukjizat kedua selain tongkat. 3 Di antaranya mengeluarkan tangan dari bajunya dengan bersinar yang bukan karena cacat, sebagaimana ayat tersebut.
- والَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا أُولَنِكَ أَصِحَابٍ . Firman-Nya (Q.S. Al-Bagarah [2]: 39) النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ bahwa al-aayaat, bentuk tunggalnya adalah aayat, artinya alamat atau tanda yang jelas. Yang dimaksud dengan al-aayaat di sini jalah sesuatu yang menunjukkan adanya sang pencipta. Tanda tersebut ada di alam semesta dan pada diri kita. Kata ini juga dipakai untuk pengertian bagian-bagian surat dalam Al-Qur'an.4)
- .Q.S.) وَلاَ تَشَاتُرُوا بِأَيَاتِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاي فَاتَّقُونَ .. Q.S) وَلاَ تَشَاتُرُوا بِأَيَاتِي ثُمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاي فَاتَّقُونَ Al-Bagarah [2]: 41) bahwa al-aayaat, berarti dalil yang dijadikan sebagai pengukuhan oleh Allah terhadap kebenaran risalah Muhammad saw. dan dalil yang paling agung adalah Al-Qur'an.51
- فَقُلْنًا أَضْرِبُوهُ بِبِعِصْهَا كَذَلَكَ يُحْبِي اللَّهُ الْمُوْتَى Firman-Nya, (10 (Q.S. Al-Baqarah [2]: 73) وَتَرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَمَّلُونَ bahwa al-aayat yang dimaksud di sini ialah menghidupkan atau hal-hal gaib yang di luar jangkauan pemikiran manusia. 4
- قَالَ رِبَ اجْعَلَ لِي ءَايَةُ قَالَ ءَايَتُكَ أَلاَ تُكَلِّمَ النَّاسِ ، Firman-Nya (11) (Q.S. Ali 'lmraan [3]: 41) bahwa لَأَنَّهُ أَيَّامُ الأَرْمُواْ aayat, berarti suatu pertanda, yang dengan itu saya bisa mengetahui kehamilan, apabila memang terjadi agar aku bersyukur atas karunia nikmat Allah tersebut.71

يَاأَهْلُ الْكِتَابِ لِمَ تُكُفِّرُونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ ، Firman-Nya (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 70) bahwa alaayaat berarti sesuatu yang menunjukkan kebenaran kenabian Muhammad. 1

غَلَق Adapun, La-aayaat dalam firman-Nya -Q.S. Al) اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ 'Ankabuut [29]: 44)

Maksudnya ialah bahwa segala rahasia hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-Nya, karena merekalah orang-orang yang dapat mengambil dalil dari bekas atas apa yang meninggalkan bekas itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Arab:

ألعرزة تدل علىالبعير

وأثارالاقدام تدل علما لمير

"Tahi unta mengacu kepada adanya unta, dan bekas-bekas telapak kaki menunjukkan kepada adanya orang yang berjalan".21

# (أَبُدِيهُمُ) Aidiihim

Dan : وَلَنْ يَتَمَنَّوُهُ أَبْدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ , Firman-Nya sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, karena kesalahankesalahan yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka (sendiri)." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 95)

Keterangan

Al-Aidu adalah bentuk jamak dari پَدُ, artinya tangan, dan aidiihim adalah tangan-tangan mereka. Sedangkan aidiihim yang dimaksud adalah perbuatan mereka. Baca yadun.

# (الأيكة) Al-Aikah

Firman-Nya, وَإِنْ كَانَ أَصِيْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِينَ "Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benarbenar kaum yang zalim." (Q.S. Al-Hijr [15]: 78) bahwa Ashhaabul-aikah adalah kaum Syu'aib a.s. Al-Aikah artinya hutan, Mereka biasa berada di tempat yang banyak pepohonan dan penuh dengan debu.3 Aikah adalah nama suatu negeri, atau suatu tempat yang banyak tumbuhtumbuhannya, atau negeri Madyan.41

<sup>1.</sup> Ibid, jitid 3 juž 9 hlm. 63.

Ibid. iilid 6 juz 18 hlm. 32.

<sup>3.</sup> *Ibid, p*lid 6 juz 16 hlm. 104.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid I juz 1 hlm, 96.

<sup>5.</sup> Ibid, plid 1 juz 1 hlm. 99.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 141 7. Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 147

<sup>1.</sup> Ibid. filid 1 juz 3 hlm. 183.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm 145.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 30 lihat juga, sorat Shaad; 38: 13.

<sup>4</sup> Tofsir Al-Furgon, catatan kaki no 2703 hlm. 729.



# (اَلْأَيْمَانُ) Al-Aimaanu

Al-Aimaanu adalah bentuk jamak dari رَبِينَ artinya sumpah. Dan Aimaan (أَنِمَانُ) juga berarti hamba sahaya, budak. Misalnya: اَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَائِهُمْ "Atau budak yang mereka miliki." (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 6)

Bahwa hamba sahaya disebut *al-yamin* karena ia adalah orang yang di antara anda dan di antaranya terdapat kesepakatan. Dan perkataan mereka, بِنْكَ يَبِينِي lebih baligh (mantap) daripada mengatakan, في يَدَيَّ (dalam tanganku). <sup>11</sup> Baca Al-Yamiinu (sumpah).

# (الْأَيَامَي) Al-Ayaamaa

Firman-Nya, وَأَنْكِخُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ Dan kawinkanlah orang-orang yang : عبد كُمْ وَإِمَائِكُمْ sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu." (Q.S. An-Nuur [24]: 32)

Keterangan

Al-Ayaamaa adalah kata bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya ialah ayimun (أَبِهُ). Menurut Nadhr bin Syumail, artinya setiap laki-laki yang tidak beristri dan setiap wanita yang tidak bersuami, baik gadis maupun janda. Dikatakan, أنى الرَجْل dan أمت المُرَاة , jika mereka belum kawin, baik gadis/perjaka, janda/duda. Kata ini banyak dipergunakan untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya, dan istri yang ditinggal mati suaminya. المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد ال

Sedangkan firman-Nya, وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ: "Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah." (Q.5. Ibrahim [14]: 5)

Maka Ayyaamullaah adalah peristiwaperistiwa yang ditimpakan Allah kepada umat terdahulu. Dikatakan, فَالانُ عَالِمَ بِأَيَامِ الْعَرَابِ, si fulan adalah seorang yang berpengetahuan tentang peperangan bangsa Arab, seperti dzu Qar dan perang Injiar. Kata 'Amr bin Kulsum:

وَ أَيَّامٌ لَغَا غَرَقَ طَوَالٌ

عصينا الملك فها أن ندينا

"Dan kami memiliki hari-hari bersejarah yang cemerlang lagi panjang. Di mana kami membangkang terhadap sang raja (Allah) demi menegakkan pembalasan".<sup>23</sup>



<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 578.

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 nlm 102

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm 127





# هنز) Bi'run

Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa بَرِنَ, yakni adalah bentuk mu'annas, jamaknya بابار, yakni lubang yang menjorok ke dalam tanah yang darinya mengeluarkan air dan mengambilnya menggunakan timba dengan mengulurkan tambang dan semisalnya. Sedangkan باز و البار المعانية و المعانية بالمعانية و إلى بالمعانية بالمعانية بالمعانية بالمعانية بالمعانية و المعانية المعانية المعانية المعانية و المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المعانية المع

# (بَئِسٌ) Ba'sun

Firman-Nya, الْمُنَا عَلَيْكُمْ عِنْدُ الْمِنْطُولُا الْمِيَارِوْكَانُ وَعَدُا مَفْخُولًا الْمِيَارِوْكَانُ وَعَدُا مَفْخُولًا Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. (Q.S. Al-Israa' [17]: 5)

### Keterangan

Dikatakan, اَلْبَنْسَاءُ dan الْبَنْسَاءُ, semuanya berarti kesusahan dan hal yang tidak diinginkan. Demikianlah yang dikatakan Ar-Raghib. Hanya saja *al-bu's* banyak digunakan untuk arti kefakiran dan peperangan, sedang *al-ba's* dan *al-ba'saa'* untuk arti mengalahkan musuh.

Berikut ini makna kata al-ba'su yang tertera di beberapa ayat:

Al-Ba'su, berarti "semangat juang". Misalnya: ينغن أولو فؤةٍ وأولو يأمي شبيد. (Q.S. An-Naml [27]: 33) maka, Al-Ba'su yang dimaksud dalam ayat

tersebut ialah ketegaran dan keberanian dalam perang. $^{\rm IJ}$ 

- 3) Al-Ba'su, berarti "perang". "Misalnya: وَشَرَابِيلَ ظَمُ اللهُ خَلَيْثُمُ بَاسَكُمُ (Q.S. An-Nahl [16]: 81) Begitu pula kata al-ba'su yang terdapat pada surat Al-Ahzab: وَلاَ يَأْتُونَ ...dan mereka tidak mendatangi peperangan melaikan sebentar. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 18)
- 4) Al-Ba'su, berarti "siksa". Misalnya: أَفَاَ بِنَ اللهُ عَلَى الْفَرَى أَنْ يَأْتِيْمُ بِأَشْنَا بِيَانَا وَهُمْ نَائِمُون maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? (Q.S. Al-A'raaf [7]: 97)

# (بِئْسَ) Bi'sa

Bi'sa lawannya adalah ni'ma (نِغَمَ). Dan bi'sa adalah kalimat celaan (af'aludzdzammi). Diambil dari bi'sa fulaanun (بَنْسَ فُلانٌ), apabila

<sup>1.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahoa', Arabiy Englisy Afronsiy, hlm. 82.

<sup>2.</sup> Zhawiy, Thahir Ahmad, Tartib Qamus Al-Muhiith 'Alo Thoriqatil-Mishbaah wo Asoosil-Bolaaghah, Cet. Ke-4 (1996M/1417H), Daar 'Alim Al-Kutub, Riyadh, juz 1 bab ba' hlm. 207 maddah

Mu'jam Mufrodat Alfaozhil Qur'an, hlm 32; lihat, Tafsir Al-Maraghi, jilid S juz 15 hlm 12.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 136.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 92.

<sup>3.</sup> fbid, jilid 5 juz 13 hlm. 18

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 120.

<sup>5.</sup> *tbid*, jilid 3 juz 9 hlm. 14



si fulan tertimpa petaka. Adapun adzaabun ba'iis menurut Ibnu Saidah adalah عَذَات بَنِسْ بِنْسُ وَبِهِ بَنِيسْ, yakni syadiid (keras). Misalnya: بِنَيْسُ بِنْسُ الْفُرَادِ, yakni syadiid (keras). Misalnya: بِنِسْ الْفُرَادِ , seburuk-buruk tempat. Yakni, tempat orangorang yang masuk neraka yang tidak ada ucapan مُرْحَبًا بِيمَ kepada mereka. (Q.5. Shaad [38]: 60) Baca Ba'sun.

# (بتك) Bataka

Firman-Nya, وَلَامُرُكُمُ فَلَيْنِيْكُنُ ءَاذَانَ الْأَلْعَامِ ...dan akan menyuruh mereka (memotong telingatelinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 118)

Keterangan

Kata ini hanya dimuat satu kali. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa البنك artinya "memotong", dan سبف بانق adalah "pedang yang tajam. Sedangkan النبنيك adalah memotong-motong. Menurut Ar-Raghib, al-batku sama dengan al-batta hanya saja al-batku dipergunakan dalam hal memotong anggota badan dan rambut. المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

# (بثل) Batala

Firman-Nya, اَوَاذَكُرِ اَسْمَ رَبِّكَ وَتَبِّتُنَّ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 8)

Keterangan

Kata ini hanya dimuat sekali. Dan وَنَبَتْنَ الِنهِ: kosongkan dirimu dari segala sesuatu untuk menjalankan perintah Allah dan taat kepada-Nya. Yakni, semata-mata beribadah dengan mengikhlaskan niatnya dan hanya terfokus kepada-Nya, demikian menurut Ar-Raghib. 51

# (بَثُ Batstsa (بَثُ

Firman-Nya, وَالْفَى فِي الْأَرْضِ رَوْاسِيَ أَنْ تَعِيدَ بِكُمَ Dia meletakkan gununggunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan mengembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. (Q.S. Luqman [31]: 10)

### Keterangan

Al-Batstsu artinya memberi isyarat", dan "menyebarluaskan", sedang makna yang dimaksud dengan batstsa fiiha min kulli daabah ialah mengadakan dan menampakkan. أَا Seperti halnya, قَالَ إِنْمَا أَشْكُو بَقِي وَحَزَيْ إِلَى اللهِ. Ya'qub berkata: "Aku tidak mengadukan kesusahanku kepada kalian, Aku hanya mengadukannya kepada Allah". … (Q.S. Yusuf [12]: 86)

Al-batstsu makna asalnya ialah menaburkan dan mencerai beraikan sesuatu, seperti angin membuat debu bertebaran; kemudian digunakan dalam arti 'memperlihatkan kesedihan atau kegembiraan yang tersimpan dalam hati'.<sup>2]</sup>

Adapun kata *Mabtsuutsah* artinya 'yang terhampar di segala tempat'. Pada setiap majlis terdapat permadani tersebut, sebagaimana layaknya terdapat di rumah orang-orang berada. <sup>31</sup> Sebagaimana Al-Qur'an menyiratkan kata *mabtsuutsah* sebagai bagian dari kesenangan di dalam surga: وَزَرَانِيُ مَبْلُونَةُ dan permadanipermadani yang terhampar. (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 16)

# (نَجُسَ) Bajasa

Firman-Nya, أَنْ اضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجْرَقُاتْبَجِسَتْ مَنْهُ الْنَنْءُ . "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya dua belas mata air.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 160)

Keterangan

النجس adalah pecah yang ada pada qirbah (tempayan) atau batu atau bumi yang darinya mengeluarkan air. المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة

Ibnu Manzhur, Lisoanul Arob, jilid 6 hlm. 22, maddah ب ب بن Kitab At-To'riifoot, hlm. 32.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 2 juz 5 hlm. 157.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 33.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 29 hlm. 110.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 33.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 7 juz 21 hlm. 77.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 29, lihat juga, Mu'jom Mufradot Alfaozhil Qu'an, hlm. 34.

<sup>3.</sup> Ibid, jihd 10 juz 30 hlm. 133

ب ع س A. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 24, maddah

Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 9 hlm. 88; Mufradat Alfoazhil Qur'on, hlm. 34.

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (بحثُ) Ba<u>h</u>atsa

Firman-Nya, فَيْمَكُ اللَّهُ غُرَاهًا بِبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لَبُرِيهُ كَيْفَ Kemudian Allah menyuruh seekor يُوَارِي سَوْأَةً أَخِيهِ kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya mengubur saudaranya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 31)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa الْبَجْتُ adalah menyingkap dan mencari (al-kasyfu wa aththalabu). Dikatakan, انحَنُتُ عَنِ الْأَمْرِ وَبِحِنْتُ كَذَا menyingkap suatu perkara dan saya mencarinya begini. 11

# (البخرُ) Al-Ba<u>h</u>ru

Firman-Nya, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البِعَرِ فَانْجَيْناكُم وَأَغْرِقْنَا دَال Gan (ingatlah), ketika kami belah فرغون وَأَنْفُمْ نَفْطُرُون dan (ingatlah), ketika kami belah laut untuk mu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 50)

Keterangan

Al-Bahru adalah genangan air banyak yang di situ terdapat ikan, seperti sungai, sumur, kolam dan lain sebagainya. Asal al-bahru adalah setiap tempat yang luas sebagai tempat terkumpulnya banyak air. Sedangkan البخن yang tertera pada ayat tersebut di atas, menurut Imam Al-Maraghi adalah Laut Qulzum (sekarang bernama Laut Merah). Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa Allah membelah lautan ini menjadi dua belas jalur sesuai dengan bilangan marga Bani Isra'il pada saat itu. Dan salah satu mukjizat Nabi Musa a.s. adalah membelah lautan.

Selanjutnya beliau menceritakan, mukjizat adalah hukum dan tatanan tersendiri di alam raya ini yang diciptakan kapan saja yang Dia (Allah) kehendaki, yang kemudian diserahkan kepada para hamba-Nya yang terpilih. Ada sebagian orang berpendapat bahwa penyeberangan yang ditakukan oleh Bani Isra'il di Laut Merah pada saat itu dalam keadaan surut (waqtal-jazari). Sudah menjadi kebiasaan bahwa Laut Merah di kata sedang dilanda surut yang sangat, ia menjadi dangkal, sehingga orang bisa menyeberangnya karena dangkalnya. Kaum Bani Isra'il menyeberanginya secara terburuburu, karena takut atas kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Karena padat dan banyaknya jumlah mereka, membuat air yang dangkat menjadi tampak bagaikan gunung yang memanjang."

Dan تنبغة أنبغر tujuh lautan. Adalah salah satu yang dijadikan perumpamaan tentang luas dan tak terhingga kalimat Allah, "Dan seandainya pohon-pohon yang ada di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Luqman [31]: 27) sedang makna kata sab'ah dimaksudkan bukan jumlah bilangan itu sendiri, namun mengandung pengertian banyaknya dan tak terhingga. Demikian menurut kebiasaan orang Arab. Baca Sab'tun.

Adapun firman-Nya, طَهَرَ النَّبِ وَالْبَحْرِ وِالْبَحْرِ بِمَا Telah tampak kerusakan di darat كَسْنَبْتُ أَيْدِي النَّاسِ: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. (Q.S. Ar-Rum [30]: 41)

Maka, البخر dimaksudkan dengan "kata-kata yang besar"; kebiasaan orang-orang Arab apabila menampakkan kata-kata besar, maka mereka menambahkannya dengan kata lautan (al-bahru). Karena mengingat kawasannya yang luas dan kepadatan penduduknya. Pengertian semacam ini didukung perkataaan Sa'id bin 'Ubadah tentang 'Ubay bin Salul, yakni sesungguhnya penduduk lautan kecil ini (kota Madinah) telah sepakat untuk menghadap kepadanya. Ibnu 'Abbas mengatakan, bahwa النعر adalah lawan kata النعر maksudnya adalah kota-kota dan perkampungan yang tidak memiliki sungai, sedang al-bahru adalah nama kota-kota dan perkampungan yang letaknya di pinggiran sungai.<sup>21</sup>

# (بَخِيرَةٌ) Ba<u>h</u>iiratun

Firman-Nya, ثنا جَعَل اللَّهُ مِنْ يَجِيزَةٍ وَلاَ سَائِيّةٍ. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahiirah, saa'iibah.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 103)

<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., htm. 34.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 7 hlm. 20.

<sup>3</sup> Ar-Roghib, Op. Cit., hlm. 34

Tofsir Af-Maroghi, plid 1 juz 1 hlm. 114; that juga, Muharrar Af-Wajiz, juz 1 hlm. 288.

<sup>1.</sup> Ibid, ptid 1 juz 1 hlm. 116

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 54.

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Bahiirah adalah unta betina yang telinganya dibelah lebar-lebar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, mereka melakukan hal itu terhadapnya, apabila ia telah melahirkan lima anak, dan anak yang kelima ialah betina. <sup>1</sup> Ini adalah bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh ahli kitab dalam beragama. Baca Bid'ah.

# (بَخُسًا) Bakhsan

Firman-Nya, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَرِينَةَهَا تُوْفَلَ عَلَيْهَا وَمُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. (Q.S. Huud [11]: 15)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa أنبغن adalah mengurangi sesuatu dengan cara aniaya. <sup>21</sup> Kata al-bakhs juga berarti 'mengurangi takaran dan timbangan dari barang-barang yang berkaitan dengan hak (hukum)'. Dan kata al-bakhs juga memuat arti 'tawar-menawar', 'menipu', dan tindak kecurangan lainnya, yang mengurangi-hakhak. Juga mencakup arti pengurangan hak-hak secara maknawi, seperti ilmu dan keutamaan. <sup>31</sup> Seperti halnya yang tertera di dalam firman-Nya, نفن يُؤمن بِنه فلايعاف بِغْمَا وَلاَ رَمْقا ...Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (Q.S. Al-Jin [71]: 13)

# (بَاخِعٌ) Baakhi'un

Firman-Ñya, فَلَعَكُتُ يَاحَةُ نَفَسَكُ عَلَى ءَاثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا Maka (apakah) barangkati kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). (Q.5. Al-Kahfi [18]: 6)

### Keterangan

بخيع Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa بغيع maksudnya ialah kamu membinasakan, نفسنك dirimu sendiri karena sangat berduka cita. Dzurrumah mengatakan:

أَلاَ أَيُّهَا الْبَاخِعُ الْوُجَدُ نَفْسَهُ

لِمَّىٰ نَحْتَهُ عَنْ يَدَيُّهِ الْلَقَادِرُ

"Ketahuilah wahai orang yang membinasakan dirinya karena menghadapi suatu problema yang berada di luar batas kemampuannya!"

Asal makna البخيغ adalah menyembelih sampai ke urat dalam di sendi tulang leher. Perbuatan seperti ini merupakan jenis penyembelihan yang berlebihan. Baakhi'un nafsaka dimaksudkan berlarut dalam suasana sedih karena tidak sesuai dengan harapan, لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤميين Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]:

### (بُخیْلُ) Bakhiilun

Firman-Nya, سَيُعَلَّوْهُونَ مَا يَجَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ... Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 180)

Keterangan

Al-bukhl ialah menahan apa yang dimiliki orang lain yang tidak berhak merampasnya, dan بَعَلَ فَيُو: (dermawan). Dikatakan) أَنْجُوْدُ (awannya ialah بخيل. Adapun al-bakhiil maka ia adalah kebakhilan yang darinya bertambah banyak, seperti kata ar-rahiim dari ar-raahim. Selanjutnya, beliau membagi bakhil itu menjadi dua macam; pertama, bakhil menggenggam harta dirinya sendiri, dan kedua, bakhil dengan menggenggam harta orang lain.2 Sedangkan سَيْطُوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ yang tertera pada ayat di atas maksudnya ialah mereka akan menetapi dosanya di akhirat nanti, sebagaimana kalung yang menggantung di leher pemakainya, Perumpamaan seperti ini berlaku melititkan) تَقَلَّدُهُ فَوْقَ الْعَمَانَة :melititkan sorban di lehernya), yakni, apabila ia datang dengan membawa hal yang membuatnya dimaki dan dicela.33

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 3 juž 7 hlm. 43.

Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 35.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 8 hlm. 207, 209.

<sup>1.</sup> tbid, plid 7 juz 19 hlm. 45.

Mu'jom Mufradat Alfaazhii Qur'on, hlm. 35.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 2 juz 4 hlm. 144.

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedangkan akibat bakhil adalah kembali kepada diri sendiri, seperti dinyatakan di dalam firman-Nya, وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنْمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْفَقِيْةِ...dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah Yang Mahakaya sedang kamulah orangorang yang berkehendak (kepada-Nya).... (Q.S. Muhammad [47]: 38)

# (بدئ) Bada'a

Firman-Nya, غُلْنَ جَاءُ الْغَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan *memulai* dan tidak pula akan mengulangi". (Q.S. Saba' [34]: 49)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ga, menurut asalnya merupakan pembicaraan mengenai kehancuran suatu negeri, bila suatu negeri sudah binasa maka ia tidak akan bisa memulai lagi, maksudnya melakukan sutu perkara seperti hal yang ada pada mulanya dan sekaligus tidak akan bisa mengulanginya lagi. Artinya, perkara itu tidak bisa diulang kedua kalinya. Orang-orang Arab bersyair kepada Abid bin Mirdas:

أَقْفَرُ مِنْ أَهْلِهِ عَبِيْدٌ

فَالْيَوْمَ لاَ يُبْدِي وَ لاَ يُعِيْدُ

"Di antara keluarnya Abid lah yang menjadi kering (fakir), maka sekarang ia tidak bisa lagi memulai dan mengulanginya lagi"."

# (نَدُر) Badr

Firman-Nya, وَلَقَدُ نَصَرُكُمُ اللهُ بِنِندٍ, Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan badar... (Q.S. Ati 'Imraan [3]: 123)

Keterangan

Perang Badar terjadi pada abad 2 Hijriah, sebagai peperangan yang pertama dilakukan semenjak diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan Rasul Tuhan, dan Perang Badar disebut juga dengan yaumul-furqan (hari yang memisahkan antara hak dan batil, mukmin dan musyrik); sekatigus peperangan yang menentukan jalannya sejarah agama Islam.<sup>2)</sup>

# (ىدَارٌ) Bidaarun

Firman-Nya, اوَلاَ تَأَكُلُوهَا إِسْرَاقًا وَبِدَارًا أَنْ يَكَبُرُوا ...dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa... (Q.S. An-Nisa' [4]: 5)

Keterangan

Al-Bidar (البِداز) ialah bersegera dan cepatcepat kepada sesuatu. Dikatakan; بَدُرِثُ إِلَ شَمْعُ وَبَدَرُتُ , yakni "aku bersegera menuju kepadanya". الله

# (بَدَعَ) Bada'a

Firman-Nya, قُلُنَ مَا كُنُتُ بِدَعًا مِنَ الرُّسُلِ Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul *yang pertama* di antara rasul-rasul..... (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 9)

Keterangan

Yakni, kedatanganku sebagai rasul bukanlah hal baru (bid'ah) melainkan sudah pernah ada rasul-rasul terdahulu. Imam al-Maraghi menjelaskan bahwa al-Ibdaa' ialah mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh yang mendahului, dan di antaranya dikatakan, نريخ بع المشموّات والأرض وإذا (jadiidatul hafri).²¹ Sebagaimana firman-Nya, عَضِي المُمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا Allah Pencipta langit dan bumi, dan bita Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah". Lalu jadilah ia. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 117)

Begitu juga firman-Nya, ثَبِيغِ الشَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ Dia Pencipta langit dan bumi. (Q.S. Al-An'am [6]: 101) Yakni Allah Swt. yang Pertama kali mengadakan langit dan bumi.

Al-Badii' ialah salah satu dari asma Allah Swt. karena mewujudkan sesuatu yang baru dan segala peristiwa yang ada tanpa ada contoh sebelumnya, dan Dialah Yang menjadikan pertama kali sebelum segalanya ada. <sup>3</sup>1

Al-Jurjani menjelaskan bahwa *al-ibdaa'* (الإيتاع) adalah mewujudkan sesuatu tidak

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 21 hlm. 99.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, hlm. 69.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 185.

<sup>3.</sup> Lihat, Lisaonul 'Arab, jilid 8 hlm. 6 maddah 4.5...



berasal dari sesuatu. Sedangkan al-khalqu adalah menjadikan sesuatu berasal dari sesuatu. Misalnya al-ibdaa' dinyatakan: بيبيغ الشغوات والأزض. Yakni, langit dan bumi dijadikan tanpa bahan dasar pembentukannya. Sedangkan al-khalqu (الْخَلْقُ), misalnya: خَلقَ الْإِنْسَانَ مِنْ علق. Yakni, manusia diciptakan dari segumpal darah (Q.S. al-'Alaq [96]: 2). Oleh karena itu tidak dinyatakan: ببيئغ

Kata bid'ah sebagai sesuatu yang baru, maka di antara bentuk bid'ah ialah mengadakan Ruhbaniyah. Seperti dinyatakan, وَرَهْبَانِيَةُ dan mereka :ابَنْدَعُوهَا مَا كَنْبُنَاهَا عَلَيْهُمْ إِلاَ الْبَعَاءَ رِصُوانِ الله mengada-adakan Ruhbaniyah padahal Kami tidak mewajibkan kepada mereka tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridaan Allah.... (Q.S. Al-Hadiid [57]: 27)

Yakni, mengada-adakan tentang kerahiban yang tidak ada contoh yang pernah diperbuat oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Begitu juga mensyariatkan *shaibah*, *hamiyah*, dan *bahiirah* yang dilakukan oleh ahlu kitab. **B**aca *Saibah*, *Bahirah*.

### (بَدُلُ) Badala

Firman-Nya, الْهُ الْمِثْلَاءُ اللهُ هَكَانَ عَلَيْهُ dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat yang lain sebagai penggantinya: dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa-apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. (Q.S. An-Nahl [16]: 101)

## Keterangan

At-Tabdiil ialah mengangkat sesuatu lalu menempatkan yang lain pada tempatnya. Tabdiilul-aayah, berarti menggantikan ayat dengan ayat yang lain.<sup>1</sup>

Berikut ini kata *badal* dimuat di beberapa tempat, berikut hal-hal yang berkaitan dengannya, di antaranya:

- 1) Tentang janji orang-orang yang teguh di jalan-Nya, yang sedikitpun tidak berubah, seperti firman-Nya, ومايندُلواننبيلا; dan mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya). Arti selengkapnya, berbunyi: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak (mengubah) janjinya). (Q.S. Al-Ahzab [33]: 23)
- 2) Tentang wasiat, seperti firman-Nya, فَمَنْ الْدِينَ لِيَدَلُونَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال
- 3) Tentang kalimat-kalimat Allah, seperti firman-Nya, لا تَبْدِينَ لَكِمَاتِ اللهِ Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji) Allah. Arti selengkapnya, berbunyi: bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. (Q.S. Yunus [10]: 64)
- 4) Tentang sunnatullah yang tak pernah mengalami perubahan, seperti firman-Nya, مُسْئَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تُبْدِيلًا ﴿ Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orangorang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan sekali-kali tiada (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah Sebagaimana firman-Nya, "S*esungguhnya jika* tidak berhenti orang-orang munafik, orangorang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar. Dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 141.

# \*

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang telah terdahulu sebelum(mu), dan sekalikali tiada (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu." (Q.S. Al-Ahzab [33]: 60-62)

Begitu juga yang tertera di dalam surat Fathir: Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya. Tiadalah mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekalikali tiada (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. (Q.S. Fathir [35]: 43)

- 5) Firman-Nya, وَإِذَا شِنْنَا بَدْنُنَا أَمْثَالُهُمْ بَنِيبِلًا: apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. (Q.S. Al-Insaan [76]: 28) Maka Baddainaa amtsaalahum, dalam ayat tersebut maksudnya, Kami binasakan mereka dan Kami ganti mereka yang seperti mereka dalam kehebatan penciptaan. 13
- 6) Firman-Nya, فَبَثُلُ النَّبِينَ طَلْمُوا فَوْلًا غَيْرَ النَّبِي قِيل : lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 59) Maka, badaltu qaulan ghairallaadzii qiila dalam ayat tersebut ialah anda mengganti perkataan yang pertama dengan perkataan yang sekarang anda lakukan.<sup>21</sup>

Selanjutnya, ungkapan "mengganti" sebagai ganti dari kata "menyeleweng" merupakan pertanda bahwa mereka ingin memberikan suatu gambaran apa yang mereka katakan sekarang adalah atas perintah Allah, bukan dari diri mereka. Padahal kenyataannya mereka menyeleweng dari perintah-Nya dengan cara mengganti perkataan yang telah diperintah Allah dengan apa yang mereka buat-buat.<sup>31</sup>

Dan al-badal dinyatakan sebagai mengikuti maksud karena adanya hubungan kepada yang diikuti sebagai suatu penguat. <sup>2</sup> Oleh karena itu penyebutan tabdiilan (pergantian) yang berkenaan dengan ayat, atau generasi, atau suatu ungkapan, sebagaimana yang tertera pada ayat-ayat di atas dimaksudkan dengan mengganti sebagai penguat. Karena tabdiil adalah bagian dari bayan (penjelasan). <sup>3</sup> I

# (اَلْبُدُنُ) Al-Budnu

Al-Budnu (نَنْبَدُنْ); bentuk tunggalnya adalah بِيدَنَةُ, yaitu unta atau sapi yang disembelih di Mekah, bisa diartikan untuk jantan dan bisa pula untuk betina. الاحتاج Kata al-budnu dimaksudkan dengan hewan ternak untuk disembelih dalam rangka syiar Allah dalam rangkaian ibadah haji: Firman-Nya, فَيْرُقَانُكُرُوا اللهُ عَلَيْهَا صَوَافَ (Q.S. Al-Hajj [22]: 36)

# (بَدَنُّ) Badanun

Firman-Nya, غَالَيُوْمُ يُنْجَيِكَ بِهَدِيْكَ لِتَكُونَ بِنَى خَلْقَكَ مَايَةُ Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orangorang yang datang kemudian.... (Q.S. Yunus [10]: 92)

### Keterangan

البَدَنُ أَوْنُسَانِ Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa رَبَدَنُ أَوْنُسَانِ ialah jasadnya (jasadahu). Dan رَأَلْبِدَنُ عَنِ الْجَسَدِ ialah selain kepala dan kulit kepala (ar-ra'su wa

<sup>1.</sup> Ibid, plid 10 juz 29 hlm. 173.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 1 hlm 123

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 124.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 130.

Al-Turjani, 'Afi bin Muhammad, Kitab At-To'rnfaat, 1 plid, Daar Al-Kutub Al-'flmiyah, Beirut-Libanon t.t, hlm. 43.

ه. ألكام, hlm. 43; di dalam kitab ini dijelaskan lima macam sandaran kepada ol-bayan, antara lain: bayaan or taqriir, bayaan at-tafsiir, bayaan or taqriir, bayaan at-tafsiir, bayaan ot-tagyiir, bayaan adh-dharuurah, dan bayaan ot-tabdiil. Di mana ol-bayaan (إنينا) dimaksudkan dengan nenjelaskan ungkapan dari mutakolilim (pembicara, sumber berita) kepada pendengar (as-saami').

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 17 hlm. 114.



asy-syaway). 11 Sedangkan bi-badanika pada ayat tersebut, maksudnya ialah tubuh Fir'aun yang tenggelam.

## (بدی) Baday

Firman-Nya, إِنَّهُ هَوْ يُبْتِئِي وَيْعِيدُ sesungguhnya Dialah yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya kembali. (Q.S. Al-Buruuj [85]: 13)

### Keterangan

Yubdi-u wa yu'iid maknanya, Allah menciptakan mereka, kemudian memusnahkan dan menghidupkan mereka kembali. Setelah itu la memberi balasan kepada mereka atas amaliah-Nya di kehidupan dunia.<sup>2</sup>j

Di antaranya, bada'a berarti "tampak", "nyata" seperti firman-Nya, إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيْعِتْ Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 271); begitu juga firman-Nya, وَبُدا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعِدَاوَةُ ....dan telah nyata kebencian dan permusuhan buat selama-lamanya.... (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 4)

# (الْبَاد) Al-Baadii

Firman-Nya, شَوَاهُ الْمُنَاكِفُ فِيهِ وَالْيُنَادِ ...baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir.... (Q.S. Al-Hajj [22]: 25)

#### Keterangan

Sedangkan بادي الرَّأَي Orang-orang yang hina (الَّذِي لاَ رُويِةٌ فِيْهِ). Sebagaimana firman-Nya, رُومَا نُواكَ الْبَعْكَ إِلاَّ الْنَبِينَ هُمْ اَرَاوَلُنَا يَادِيَ الزَّانِ ...dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja.... (Q.S. Huud [11]: 27)

### (مذرة Badzara)

Firman-Nya, إِنَّ النَّيْدُرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan.... (Q.S. Al-Israa' [17]: 27)

### Keterangan

At-tabdziir adalah at-tafriiq (menghamburhamburkan). Dan asalnya ialah "melemparkan benih", lalu dipinjam untuk arti "setiap orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya". <sup>1</sup> Dikatakan: وَمَنْ بَاثُورَا بَالَّهُ إِسْرَاقًا (menghamburhamburkan hartanya secara berlebih-lebihan). <sup>2</sup> Sedangkan firman-Nya, الشَّبِيل ولا تُنْبُرُرُ بَنْدِيرًا وَهَاتِ ذَا الْقُرْبِي خَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْنَ (Q.S. Al-Isra' [17]: 26) Maka, Laa tubadzdzir maksudnya ialah janganlah berinfak dalam kebatilan. <sup>3</sup>

# (بَرِئَ) Bara-a

Firman-Nya, وَتَرِينَ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرِضَ بِإِذْنِي ...dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak degan se-izin-Ku.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 110)

### Keterangan

Asal النَوْنَهُ وَ الْبُوانَ وَ الْبُوانَ وَ الْبُوانَ وَ الْبُوانِ الْمُعَلِّمُاءُ adalah sumbatan/ rintangan yang tidak diharapkan datang kepadanya. Oleh karena itu dikatakan, نَوْنُ مُ مِنْ فَلَانِ وَتَرَافُ وَالْبُوانُهُ مِنْ كَذَا وَبُوانُهُ وَرَجْلٌ بَرِيْنٌ وَفَوْمَ الْمَرْضِ وَبَرَافُ وَالْبُوانُهُ مِنْ كَذَا وَبُرانُهُ وَرَجْلٌ بَرِيْنٌ وَفَوْمَ اللّهِ (saya sembuh dari penyakit, dan saya berlepas diri dari si Fulan, dan saya berlepas diri dari urusan begini dan begitu, dan lelaki yang bebas, dan kaum yang bebas). ا Dan غَرِينُ pada ayat tersebut di atas bahwa Isa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut dengan izin-Nya.

At-Tabarru' adalah bentuk mubalaghah dari al-baraa-ah yang artinya mengisolir diri atau menyepi atau menjauhi dari orang yang tidak disukai.<sup>5</sup>1

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 13 hlm. 47 maddah ....

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 10 juz 30 hlm 104.

<sup>3.</sup> Ibid, jihd 6 juz 17 hlm 104.

<sup>4.</sup> DR. Ibrahim Unais dan DR. Abdul Halim Muntashar, Mu'jom Al-Wosiith, Cet. Ke-2, (t.t. t.p.), juz 1 bab ba' hlm. 45.

<sup>5.</sup> *lbid,* juz 1 bab öa' hlm. 45.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfoazhii Qur'on, hlm. 37.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ba' hlm. 45.

<sup>3.</sup> Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 154

<sup>4.</sup> Ar-Roghib, Op. Cit., hlm. 38; lihat, Komus Al-Munawwir, hlm. 69

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 38.

# ENSIK S

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Baraa-ah, ialah melepaskan diri dari sesuatu (bara'atun min asy-syai'), yakni apabita saya memutuskan sebab-sebab yang dapat menggelincirkan antara diri saya dan diri anda. <sup>13</sup> Az-Zujaj mengatakan, bahwa bara'ah ialah berlepas diri dari seseorang dari hal keagamaan, sedangkan terlepasnya seseorang dari rasa sakit disebut<sup>21</sup> i.33.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa baraa'un, adalah kata-kata yang tak bisa ditasniyahkan dan tidak bisa di jamakkan. Artinya, "tidak bertanggung jawab". Orang mengatakan: اَنَا مِنْكَ بِرَاءُ وَنَحَيْ بِرَاءُ (saya tidak bertanggung jawab mengenai diri kamu dan kami tidak bertanggungjawab mengenai kamu). Tetapi kalau anda mengatakan barii'un, maka ia bisa ditasniyahkan dan bisa pula dijamakkan.<sup>3</sup>1 Pengertian baraa'un, "berlepas diri", "tak bertanggung jawab", misalnya: إِذْ تَوَاْ النَّذِينَ الْبُعُوا مِن yaitu) ketika: الَّذِينَ انْبِعُوا وَرَاوُا الْعَدَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَشْبَابُ orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. (Q.S. Al-واذفال ,Baqarah [2]: 166); begitu juga:firman-Nya dan ingatlah ketika: إيزاهيمَ لأبِيه وَقُوْمِه إِنِّي بِراءٌ مِمَا تَعْبُدُونَ Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 26)

Kata البراة و الغلاء, keduanya tidak bisa di*jamak*kan dan di*tatsniyah*kan karena kedunya berupa masdar yang ditempatkan pada tempat pelafazan yang tinggi nilainya. Mereka menjadikan bentuk dua orang dan tiga orang dari laki-laki (*mudzakkar*) dan perempuan (*mu'annats*) atas satu lafaz saja. Sedangkan ulama' Nejed mengatakan, نزاة و هي بَرِنَةُ و نخنُ mempergunakannya untuk semuanya (tanpa membedakannya untuk dua atau tiga orang). المراة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة المعاورة

# (اَلْبَارِيُٰ) Al-Baari'u

Al-Baari'u adalah Dia-lah yang menciptakan makhluk tanpa ada contohnya. Misalnya, فَتُوبُوا إِلَ ...maka bertaubatlah kepada Tuhan Yang menjadikan kamu.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 58) ا

# (ٱلْبُرُّ) Al-Barru

Firman-Nya, وَلَقَتْ كَرُمْنَا بَتِي مَادَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْ dan sesungguhnya tetah Kami muliakan :وَالْبَحْر anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.... (Q.S. Al-Isra' [17]: 70)

Keterangan

Al-barru: Daratan. Lawannya al-ba<u>h</u>ru (lautan). **Ba**ca al-ba<u>h</u>ru.

# (ٱلْبِرُّ) Al-Birru

لَيْسَ الْبَرُ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبِلَ الْمُشرِقِ. Firman-Nya, Bukanlah menghadapkan : وَالْمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ ءَامِنَ بِاللَّهِ wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu beriman. kepada Allah. Arti selengkapnya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabinabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orangorang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta; dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177)

### Keterangan

Al-birr dalam ayat tersebut hakekatnya ialah beriman kepada Allah, rasul-rasul-Nya, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya; orang yang memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang musafir, orang yang meminta; orang yang memerdekakan hamba sahaya; orang yang

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tofoosii, plid 1 hlm 526.

Besar Bahasi Indonesia für "Itimit-Tofsür, jilid 3 hlm. 392, di dalam kamus Besar Bahasi Indonesia terdapat kata Istitora yang didefinisikan dengan mencari kepastan suci tidaknya seorang janda sebelium kawin dengan laki-laki lain yang bukan bekas suammya (seperti menunggu 3 kali datang bulan/haid; mengeluarkan tinja yang tersisa pada dubur atau air seni pada zakar (kemaluan) sesudah huang air (Balar Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, entri; istifarof Hlm. 390

<sup>3</sup> Tofsir Al-Maroghi, plid 9 juz 25 blm 82; Lihat pula, Shohih Al-Bukhon, plid 3 hlm. 191

<sup>4</sup> Ibnu Al-Yazıdi, Gharıbul-Qur'on wa Tofsiiruhu, hlm. 159.

<sup>1.</sup> tbnu Monzhur, Op. Cit., jihd 1 hlm. 31 maddah i 📖

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mendirikan salat; orang yang menunaikan zakat; orang yang menepati janjinya; orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan.<sup>1</sup>

Beriman (aamana) kepada Allah, hari kemudian. malaikat-Nva. kitab-kitab-Nva. dan rasul-rasul-Nya, menjadi urutan pertama sebelum menginjak amalan yang lain. Yang demikian itu iman merupakan pondasi yang benar-benar harus diperhatikan. Atau iman menjadi urutan yang pertama menunjukkan keunggulan; hal ini berimplikasi ketundukan akal pada iman; dan selanjutnya ketundukan akal pada wahyu. Sebuah ungkapan latin: FIDES PROCEDIT INTELLECTUM, "Iman mendahului pengertian".<sup>2]</sup> Artinya iman harus dimiliki sebelum seseorang mengerti. Keroposnya iman seseorang dipastikan tidak dapat melanjutkan bentuk-bentuk amalan: memberikan yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir (yang memerlukan pertolongan) dan kepada orang-orang yang meminta-minta; memerdekakan hamba sahaya; mendirikan salat, menunaikan zakat; menepati janjinya apabila ia berjanji, sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.

Kata al-birr bermakna luas mencakup semua kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan rasul-Nya, Muhammad saw. Imam Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa al-Birr (dengan dikasrahkan) adalah luasnya kebaikan (al-khair). Sedang al-barr (dengan difathahkan) ialah yang luas dalam berbagai kebaikan (al-khairaat). Dan ini adalah satu di antara sifat-sifat Allah Ta'ala. I

Sejumlah ayat yang memuat kata birr dan perubahan bentuk lafaznya, berikut penjelasan ahli tafsir, antara lain:

- Firman-Nya, وَبَرُا بِوَالدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جِنارًا عَصِينًا (Q.S. Maryam [19]: 14) Maka, Birran waalidaihi maksudnya ialah banyak kebaktian dan kebaikannya kepada kedua orangtua.<sup>11</sup>
- 2) Firman-Nya, ئَنْ نَتْالُوا الْبِرَحَقِّ تُنْفِقُوا مِمَا تَجِبُونُ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. ...(Q.S. Ali 'Imraan [3]: 92) Maka, al-birru dalam ayat tersebut adalah menafkahkan harta yang dicintai.
- 3) Firman-Nya, وَلَيْسَ الْبَرُ عِلَىٰ الْبَيْوَتَ مِنْ طَهُورِها وَلَكِنَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 189) yakni, yang dimaksud al-birr ialah kebaktian orang-orang yang bertakwa, yang di antaranya masuk ke rumah-rumah dari pintupintunya, bukan dari belakang. Sebagaimana dinyatakan di dalam Mu'jam bahwa برز dengan dikasrahkan ba'-nya berasal dari برز yakni isim yang mencakup semua unsur kebaikan(al-khair), yang asalnya الطاعة (taat, tunduk).

Pengertian yang sama, di antaranya dinyatakan, al-birr adalah keluasan dalam berbuat kebaikan. Kata ini terkadang disandarkan kepada Allah yang berarti pahala, dan terkadang disandarkan kepada hamba-Nya (manusia) yang berarti ketaatan.<sup>31</sup>

Sedangkan بررة bentuk tunggalnya برزة Artinya berbakti. Sebagaimana firman-Nya: كرام yang mulia lagi berbakti. (Q.S. 'Abasa [80]: 16) Maksudnya para malaikat tersebut dimuliakan dan disucikan di sisi-Nya serta tidak pernah melakukan perbuatan dosa.

<sup>1.</sup> Indikasi terjemahan 'hakekat' adalah adanya kata laisa dan lakin, keduanya sebagai peniadaan (nafiy), dan menolak unsur-unsur lain yang tidak terdapat di dalam kalimat (ayat) tersebut. Dan beluk peniadaan, di antaranya ialah in, ma nafiy, yang pengertiannya juga berarti membatasi (ili-hashr). Lihat, Al-Itqoun fi 'Uhumil Qur'on, tahqiqi Muhammad Abu Fadhi Ibrahim, Maktabah Al-Ishriyah, Beirut-Libanon, juz 2 him. 168, 173, 176.

<sup>2.</sup> Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, hlm. 242; Cet. Ke-2 2 Februari 2000, Gramedia Pustaka Utama-Jakarta.

<sup>3.</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairiy, *Tofsir Al-Assar* jilid 1 lilm. 269, Daarus Sunnah; terjemah: M. Azhari Hatim, M.A. dan Abdurrahim Mukti, M.A. Cet ke-1 Jakarta.

<sup>4.</sup> Subulus-Salaam, juz 4 him. 160.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 6 juz 16 hlm, 38.

<sup>2.</sup> Mu'jam Lughotul Fuqohao', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm. 85.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Affaazhil Qur'an, him. 37; Di dalam kitab Nihoyatuf-Muhtaj dijelaskan, bahwa of-birru adalah nama bagi segala bentuk kebaikan. Adapula yang berpandangan bahwa of-birru masih banyak mempunyai empat arti, antara lain: 1) Af-Birru, berarti of-raffigu (Yang menemani para hambanya), maksudnya Dia yang menghendaki kemudahan dan menghindarkan kesulitan yang dilakukan oleh para hambanya, 2) Af-Birru berarti, Dia memaafkan segala kesalahan hambanya hambanya, 2) Af-Birru berarti, Dia membalagaran yang dilakukan hambanya dengan sepuluh kali lipat, dan tidak membalas kejahatan selain dengan balasan yang sama, 4) Af-Birru berarti, dia menulis kebaikan mesiki hanya sebatas kemauantibelum terlaksanal dan tidak menulisnya sebagai suatu dosa terhadap perbuatan buruk yang masih dalam angan-angan(belum terlaksana). Lihat, Nihayaytul-Muhtaaj 'ahaa Syarhi-Mimhaaj, him. 27

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 42.



# (الْبُرُوْجُ) Al-Buruj

Al-Buruuj (النَّوَوَةِ), adalah bentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah برنج, artinya benteng atau gedung yang tinggi, atau juga berarti salah satu bintang di langit yang berjumlah dua belas (gugusan bintang). Adapun yang dimaksud di sini adalah tempat beredarnya bintang-bintang, matahari dan bulan. Bintang-bintang yang berjumlah dua belas tadi, adalah: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Corpricornus, Aquarius dan Pisces. <sup>11</sup> Menurut Al-Hasan, Mujahid dan Qatadah bahwa dikatakan buruuj karena terangnya (lizhuhuuriha). <sup>21</sup> (Q.S. Al-Buruuj [85]; 1)

Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa setiap disebutkan kata *buruuj* maksudnya ialah *al-kawaakib* (bintang-bintang), kecuati firman-Nya: ولو كُنْنَمْ فِي بَوْقٍ مُسْتَدَّدِةً (Q.S. An-Nisa' [4]: 78), yang maksudnya benteng tinggi dan kokoh.<sup>31</sup>

# Bari<u>h</u>a (برخ)

Firman-Nya. قَالُوا لَنْ نَبْرَحُ عَلَيْهُ عَاكِمُينَ حَتَى يَرْجِع شَالُوا لَنْ نَبْرَحُ عَلَيْهُ عَاكِمُينَ خَلَى: Mereka menjawab: "Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami". (Q.S. Thaaha [20]: 91)

### Keterangan

Lan nabraha dalam ayat tersebut berarti Kami akan tetap. الأَابِنَ حَتَّى بَلِنَةِ الْمَعَانِيَّةِ الْمَعَانِيَّةِ الْمَعَانِيَّةِ الْمَعَانِيِّةِ الْمَعَانِيِّةِ الْمَعَانِيِّةِ الْمُعَانِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعَانِيِّةِ الْمُعِلِّيِّةِ الْمُعَانِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِيْمِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِيِيِيْمِي الْمُعِلِيِيِيِّ الْمُعِلِيِيِيِيْمِ الْمُعِلِيِيِيِيِيْكِي مِلْمِلِيِيِيِيِيِيِيْمِ الْ

Adapun Abrahu berarti meninggalkan. أَا Sebagaimana firman-Nya, إِنَّ إِلَيْ (Q.S. Yusuf [12]: 80)

# Barada (بَرَدَ)

Firman-Nya, بناپډۇلاكرې:Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 44)

#### Keterangan

lbnul Yazidi menjelaskan bahwa البرة artinya dinginnya udara, terkadang bermakna tidur.<sup>6</sup>) Sebagaimana dikatakan oleh peribahasa: منغ البرة, yakni, karena dingin yang mencekam ia tidak bisa tidur. <sup>1</sup>]

Dan bardun berarti butiran es, seperti firman-Nya, وَنُوْلُوْلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ يَرَو ...dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan) awan seperti gunung-gunung.... (Q.S. An-Nuur [24]: 43)

# (بَرُزْخُ) Barzakh

Firman-Nya, نَيْتِهُمُا بِرْزَجُ لاَيْتِهُمَانِ antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masingmasing. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 20)

### Keterangan

Barzakh (بَرَةٍ) dalam ayat tersebut adalah dinding pemisah. Yakni, kedua laut tersebut tidak bisa saling melampaui sesamanya, baik dengan bercampur antara dua jenis air tersebut ataupun menghilangkan ciri khas dari masingmasing keduanya, yakni yang laut yang asin tidak melampaui kepada laut yang tawar, begitu pula laut yang tawar tidak menjadi asin. Yang demikian itu, karena terdapat dinding pemisah.<sup>21</sup>

Sedangkan firman-Nya, وَمِنْ وَرَاتِهِمْ بَرْزُخُ إِلَى يَوْم ...dan dihadapan mereka ada *dinding*: ...dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 100)

Barzakh dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang menghalangi (membatasi) mereka untuk kembali. Maksudnya, mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan dalam kubur, yang membatasi antara dunia dan akhirat. 41

# (بَرَزُ) Baraza

Firman-Nya, إنْجُرَتُ الْحَجِيمُ الْفَاوِينُ dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 91)

### Keterangan

Di dalam Al-Qur'an, kata *Buriza* dimaksudkan dengan gambaran tentang keadaan padang

<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 film. 97

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Baghawi, Juz 3 film. 318.

<sup>3</sup> As-Suyuthi, Al-Itgaa fi "Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 132

<sup>4</sup> Tafsir Al-Maraghr, julid 6 juz 16 hlm. 142.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 jur 13 hlm. 25.

<sup>6</sup> Ghariibul-Qur'an wa Tofsurahu, hlm 197.

<sup>1.</sup> Al-Maroghi, Op. Cit., plid 10 juz 30 hlm. 10.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm 110, lihat penjelasannya pada halaman 111

<sup>3.</sup> Ibid, plid 6 juz 18 hlm. 52.

<sup>4,</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1023 him 548





mahsyar kelak. *Buurizat* pada ayat di atas maksudnya adalah dijadikan tampak bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat segala kedahsyatannya. <sup>11</sup> Dan Firman-Nya, برزت الفجنيم, Maksudnya, neraka diperlihatkan kepada seluruh umat manusia, sehingga dapat melihat sejelasielasnya. <sup>21</sup>

dan mereka: وَنَرَزُوا لِللهِ جَمِيعًا ,Firman-Nya semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap Allah. Arti selengkapnya: mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab: "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscava kami dapat memberi petuniuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri". (Q.S. Ibrahim [14]: 21)

Maka, *Barazuu* dalam ayat tersebut ialah mereka berada di tanah lapang, yakni tempat berkumpulnya manusia pada hari itu. <sup>3</sup>

Firman-Nya, وَنِوْمَ أَسْئِرُ الْجِهَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً dan (ingatlah) suatu المشرقة فقام نَقَامِرَ مِنْهُمْ أَخَذَا (yang ketika itu) Kami perjalankan gununggunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorangpun dari mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 47)

Baarizah dalam ayat tersebut artinya ialah nampak, karena di permukaan bumi tidak ada lagi bangunan satu pun, gunung-gunung atau pohon-pohonan.<sup>4</sup>]

# (بَرقَ) Bariqa

Firman-Nya, فَإِذَا يَرِقَ الْبَصِرَ maka apabila mata terbelalak ketakutan. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 7) Keterangan

Ibnu Al-Yazidi menafsirkan bariqal-basharu, ialah syaqqal-basharu, artinya pandangan yang terbelalak. Al-Maraghi menjelaskan bahwa bariqa ialah bingung karena terkejut (tahiiran faza'an); berasal dari perkataan mereka, برزجن برج , apabila ia melihat kilat sehingga matanya menjadi silau. Seorang penyair, Dzurrimah dalam salah satu bait syairnya, mengatakan:

وَلُوْ أَنَّ لُقُمَانَ الْحَكِيْمِ تَعْرُضَتُ

لِعَيْنِهِ مِنْ سَافِرِكَادُ يَبْرُقُ

"Seandainya kedua mata al-hakim, terkena sinar terang, tentulah matanya akan silau sehingga ia tertutup".<sup>2</sup>]

Sedangkan orang Arab (kata Al-Farra') mengatakan kepada manusia yang bingung dan keheranan. Maka dia mendendangkan:

فنفسك فانع ولا تنعني

ودار الكُلُوم ولا تبرق

"Salahkan dirimu dan pikirkan lukamu, jangan kau salahkan aku dan jangan bingung. Jangan engkau takut lantaran banyaknya luka yang menimpamu". <sup>3</sup>

# (الَيْرِقْ) Al-Barqu

Al-Barqu: Sinar (adh-dhau'u), lazimnya disebut kilat. Terkadang, sekalipun tanpa adanya mendung sering terjadi kilat. Adapun sebab utama terjadinya adalah bertemunya ion positif (+) dan ion negatif (-). <sup>اله</sup> Sebagaimana firman-Nya, المشاء فيه ظلناتُ وزعدُ وَبَرَقُ يَجْدَلُونَ أَصَابِعَهُم مِنَ الصَّوَاعِيّ جَدِّرَ المُونِ وَاللهُ مَجِيطً بِالْكَافِرِينَ ( atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 19)

# Baraka (يَرَكُ)

وَلُوْ أَنَّ أَهَلَ الْفَرَى ءَامَنُوا وَاتَّقُوا لَقَتِعَنَا .Firman-Nya عَلَيْهُمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri :يُكسِبُونَ

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghı, jilid 7 juz 19 hlm. 86.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm 33.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 143.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 155.

<sup>1.</sup> Jbnu Al-Yazidi, Op. Cit., hlm. 193

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Moraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 145.

<sup>3.</sup> Ibid, jelid 10 juz 29 hlm. 148

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 59.

beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayatayat Kami) itu, maka Kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 96)

Keterangan

Barakaatas-samaa' ialah berkah-berkah dari langit, memuat ilmu pengetahuan produk akal yang berdasarkan wahyu dan anugerah ilahi, yang berupa ilham-ilham. Juga hujan dan lain sebagainya yang menyebabkan kesuburan dan timbulnya kekayaan di muka bumi. Sedang, Barakaatul-ardhi maksudnya ialah berkahberkah dari bumi, ialah kesuburan, hasil-hasil tambang dan lain-lain. 11 Dikatakan demikian karena tetapnya kebaikan (al-khair) di dalamnya sebagaimana tetapnya air yang ada di dalam sumur. 21

Firman-Nya, وَجَعَلَيْ مُبَارِكُا أَيْنَ مَا كُنْتُ dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada.... (Q.S. Maryam [19]: 31) Maka, Mubaarakan dalam ayat tersebut ialah amat berguna bagi manusia atau tepat dalam agama Allah. Dan mubaarakan ditujukan kepada Nabi 'Isa a.s., sebagai yang memberkahi. Menurut A. Hassan mubaarakan, diterjemahkan dengan 'diberi rahmat''. Dan mubaarakan, diterjemahkan dengan

Adapun Tabaaraka (نبارك) adalah fi'il dan ia tidak dipergunakan selain dengan bentuk madhi, lampau (fi'il madhi), dan tidak dapat ditujukan selain kepada Allah Swt. أما Maka, Tabaarakallaahu ialah Mahatinggi dan Mahasuci Allah. Dan tabaaraka menunjukkan perhatian serius (tanbiih) tentang kebaikan-kebaikan-Nya yang disebutkan berupa keistimewaan-keistemawaan ciptaan-Nya. Misalnya tentang kejadian manusia, مُقْتَارِكُ اللهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينِ Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Arti selengkapnya: Dan sesungguhnya Kami telah manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 12-14)

Sedangkan بُورِك مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ...Bahwa firman-Nya: اَنْ بُورِك مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ...Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu.... (Q.S. An-Naml [27]: 8). Menurut A. Hassan, ketika Nabi Musa sampai ke tempat yang kelihatan api api tadi yang sebenarnya nur, ia dengan suara menyeru yang maksudnya bahwa Tuhan beri berkat kepada apa-apa dan siapa-siapa yang disinari nur, demikian juga apa-apa dan siapa-siapa yang berada di sekeliling tempat itu. Tetapi ingat! Bahwa nur itu cahaya dikirim oleh Allah, bukan cahaya Allah, karena Mahasuci Allah dari pada menyerupai makhluk.

إِنَّ أَوْلَ نِيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي ,Adapun firman-Nya (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 96) بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَمُدَى لِلْعَالَمِينَ

Maka berdasarkan ayat tersebut imam ash-Shabuni mejelaskan bahwa Al-Barkah dalam ayat tersebut adalah julukan negeri Mekah, yang maksudnya berlimpahnya kebaikan. Kata al-barakah dibagi menjadi dua macam:

Pertama, secara hissiy, berarti segala kebaikan yang Allah turunkan di muka bumi dan keberkahannya dapat dinikmati oleh penduduk negerinya dan mampu memikat negara lain yang ada di penjuru dunia ini.

Kedua, secara maknawiyah, bahwa ia (Mekah) sebagai arah/kiblat bagi orang-orang yang berada di belahan timur dan barat, dari setiap penjuru dunia datang kepadanya dalam rangka melakukan manasik haji dan umrah, sebagai wujud terkabulnya doa al-Khalil, Ibrahim a.s.<sup>21</sup>

Ungkapan berkah, baik dengan bentuk *isim* (مَبَارِكُهُ) dan bentuk *fi'il* (بَارِكُفَانَ) semuanya merujuk kepada hal-hal yang positif, yang menyelamatkan,

Ibid. jilid 3 juz 9 hlm. 14.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 41.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 film, 47,

<sup>4.</sup> Lihat, A. Hassan, Tofsir Al-Furgon, him 581.

<sup>5.</sup> Al-Itqoan fi "Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 188

<sup>6.</sup> Tafsır Al-Moroghi, plid 6 juz 18 him. 8.

<sup>7.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 42.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no 2735 hlm. 737.

Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 406.

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



memberi ketentraman, dan rahmat. Kata berkah dalam konteksnya dapat berupa: 1) menerangkan benda mati, misalnya air hujan, وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ (Q.S. Qaf [50]: 9); 2) مُبَارَكًا فَأَنْفِتُنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ الْحَصِيدِ menerangkan tentang waktu, misalnya menyifati malam turunnya Al-Qur'an, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةُ إِنَّا كُنَّا , malam turunnya مُنذرينَ (Q.S. Ad-Dukhan [43]: 3) merujuk terhadap pribadi seseorang, diantaranya Nuh a.s. dan umatnya yang telah selamat dari azab Allah, قِيلَ بِانُوحُ الْمُبِطُّ بِمِثَلاَم مَثًّا dan ketika turun dari kapal, قِيلَ بِانُوحُ الْمُبِطُّ بِمِثَلاَم مَثًّا وَتَرَكَّاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمْم مَعْن مُعَكَ وَأَمْمٌ سَنَمَتَعْهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مَنَّا عَدُاتٌ (Q.S. Hud [11]: 48); begitu juga keberkahan قَالُتْ يَاوَنُلْنَي ءَأَلِدُ ..terhadap keluarga nabi Ibrahim a.s. وَأَمَّا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشِّيءٌ عَجِيبٌ {٧٢} قَالُوا ٱتْعَجِينَ مِنْ أَمُرِ اللَّهِ رَخَعَتُ اللَّهِ وَمَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْيَلِتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ {٧٣} فَلَمَّا .Q.S) ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وجَآءَتُهُ الْيُشْرِي يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ Hud [11]: 73); dan 4) berkah yang berkenaan dengan tempat ibadah, Ka'bah yang berada di Mekah, sebagaimana tersebut dalam surat Ali Imran avat 96 di atas.

# (بَرَمَ) Barama

Firman-Nya, ثَبُرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُتَرِبُونِ Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami menetapkan pula. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 79)

### Keterangan

Al-ibraam adalah menetapkan suatu perkara (i<u>h</u>kaamul amri). Asalnya dari ibraamul habli (memintal tali). <sup>11</sup> Dan, Abramuu amran (أَيْرَةُ أَنْ , mereka mengurus urusan itu dengan baik. <sup>21</sup>

# (بُرُهانٌ) Burhanun

Firman-Nya, وَنَرْضَنَا مِن كُلُ اَمُهُ شَهِيدًا فَقَلْنَا هَاتُوا بُرَهَانَكُمْ . fan kami datangkan tiap-tiap umat seorang saksi, lalu kami berkata: "Tunjukkanlah bukti kebenaran kamu", maka tahulah mereka bahwa yang hak itu kepunyaan Allah.... (Q.S. Al-Qashash [28]: 75)

### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Al-burhaan adalah bukti untuk berhujjah, wazan ففلان seperti arrujhaan dan ats-tsunyaan. Sebagian mereka mengatakan: terambil dari بزونين, apabila putih cemerlang. Dan وَرَجُكُ أَبُرهُ وَامْرَأَةُ بَرَهَا وَفَوْمٌ بُرَهُ وَبَرَمْرَهُمْ وَامْرَأَةً بَرَهَا وَفَوْمٌ بُرَهُ وَبَرَمْرَهُمْ الله yakni uban yang putih (syaabatun baidhaa'). أي Sedang al-burhah adalah lamanya waktu. Maka al-burhaan lebih kuat maknanya dari al-adillah, karena al-burhaan berarti menetapkan kebenaran (al-haa) untuk selama-lamanya. أي المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة الم

# (بَرِيَّةٌ) Bariyyah

Bariyyah artinya makhluk (al-Khaliifah). Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah, yakni: 1) خَرْرَالَيْكِة : Sebaik-baik makhluk. Maksudnya, orangorang yang beriman dan beramal saleh; dan 2) شرُ النَّرِيَة : sejahat-jahat makhluk. Maksudnya, orang-orang yang kafir dari kalangan alhu kitab dan orang-orang musyrik, karena tempat tinggal mereka adalah jahannam. (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 6, 7)

# (باَزغُهُ Baazighatan (باَزغُهُ

Firman-Nya, فَلَمُا رَبِّى مَدَا رَبِي مَدَا وَلِي مَدَا وَلِي مَدَا وَلِي مَدَا وَلِي مَدَا وَلِي الشَّمْسَ بَارْغَهُ قَالُ مَدَا رَبِي مَدَا وَلِي Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar".... (Q.S. Al-An'am [6]: 78)

### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْفَعَر ialah permulaan terbitnya bulan. <sup>a</sup> Baazighan dalam ayat tersebut adalah bulan muncul menyebarkan sinarnya. Asalnya dari, بَرْغُ الْبَيْطَانِ اللهُ اللهُ yakni terus berjalan dan mengalir. <sup>5</sup> Baca Afala (Afilima).

# (بَسُّ) Bassa

Firman-Nya, تَوْبُشَتِ الْجِبَالُ بَشًا dan gununggunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 5)

#### Keterangan

Menurut Al-Farra' bassa adalah sesuatu menjadi seperti tepung (ad-daqiiq, yang lembut). 61 Bussat dalam ayat tersebut maksudnya ialah dicerai-beraikan, sehingga menjadi seperti

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an , hlm. 43.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 8 juz. hlm.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm. 42.

<sup>2.</sup> Ibid. hlm. 42-43.

Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 212; indikasi dalam mengklasifikasikannya adalah karinah dari kata vuloo-iko (mereka itulah), yang pengertiannya sifat yang dikandung oleh khoirul bariyyah dan syarrul bariyyah adalah kalimat sebelumnya. Baca uuloo-iko.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 168.

<sup>5.</sup> Mu'jom Mufradot Alfaozhil Qur'on, hlm. 43.

<sup>6.</sup> ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 27 maddah ب س من

# 16

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tepung yang ditaburkan (luttat kama yulattus-sawiiq). Yakni, terambil dari perkataan, نَشْتُ بُعُنْدُ السَّوق فُلاثُ السَّوق, artinya si Fulan menabur-naburkan tepung. 2)

# (بَاسرَةٌ) Baasirah

Firman-Nya, وَوَجُوهُ يُومَئِنَا بَاسِرةٌ: dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu *muram*. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 24) (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 22)

# Keterangan

Basara (بَسْرَ): Mukanya cemberut (kal<u>h</u>un wajhihi). Sebagaimana dikatakan oleh Taubah Ibnu Humaiyir:

وَقَدْ رَائِنِيْ مِنْهُ صُدُوْدٌ رَأَيْتُهُ

واعراضه عن خاجي ونسورها

"Telah meragukan perpalingannya sesuatu yang kau lihat, penolakannya terhadap keinginanku dan sekaligus rasa cemburunya."

Begitu juga dalam bait syairnya yang lain beliau menyatakan:

يْحَادِرُ حَتَّى الْنَاسِ كُلِّهُمْ

مِن الْحَوْفِ لَا يُغْفِي عَلَمْهُمْ سَرَائِرُهُ "Seakan-akan bagi setiap yang berakal memiliki mata hati, di dalam majlis atau pemandangan yang dilihatnya, ia mengawasi sehingga semua orang takut, sebab segala rahasianya tiada yang samar baginya". ا

# (بَسطَ) Basatha

Firman-Nya, وَلَوْ نَرِي إِذِ الطَّلْلُونَ فِي غَمْرَاتِ النَّوْتِ Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarlah nyawamu". (Q.S. Al-An'am [6]: 93) Baca Akhrijuu Anfusakum.

#### Keterangan

adalah menceritakan ketika matinya, dan *al-basthu* 

1. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 205.

2. Tafsır Al-Maraghi, jılıd 9 juz 27 hlm. 130.

dimaksudkan dengan memukul (adh-dharbu), sedang menurut Adh-Dhahhak adalah menyiksa (al-'adzaab). Yakni, mencabut nyawa. Pengertian yang sama tertera di beberapa ayat berikut

- النَّذِي الْفَكَ الْفَقْطُنِي مَا أَنَا بِنِاسِطِ يَدِي الْفَكَ الْفَقْطُنَانِ مَا أَنَا بِنِاسِطِ يَدِي الْفَك الْفَقْطُنَانِ مَا أَنَا بِنِاسِطِ يَدِي الْفَك الْفَقْطُنَانِ مَا أَنَا بِنِاسِطِ يَدِي الْفَك الْفَقْطُنِي مَا أَنَا بِنِاسِطِ يَدِي الْفَك "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 28). Yakni بَسُطُ الْبِيدَ اللهِ berarti mengulurkan tangan untuk membunuhnya. "Begitu pula firman-Nya, وَنَاسِنُومُ وَالْسِنَيْمُ اللهُ اللهُ وَالْسِنَانُ اللهُ اللهُ وَالْسِنَانُ اللهُ اللهُ وَالْسِنَانُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
- 2) Basatha berarti az-ziyaadah (tambahan).<sup>2]</sup> Maka, "Kedua tangan Allah terbuka", maksudnya Dia banyak memberi, "Pemurah". <sup>3]</sup>Seperti yang tertera di dalam Firman-Nya, المنافرة ... (Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 64)

Dan di antara sifat Pemurah-Nya, dinyatakan dengan *Yabsuthu*, berarti "menyebarkan" atau "membentangkan". Sebagaimana firman-Nya, اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّبَاحِ فَلْهِنْ سَعَانًا فَيْسَامُهُ اللهُ النَّذِي يُرْسِلُ الرَبَاحِ فَلْهِنْ سَعَانًا فَيْسَامُهُ Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah *membentangkannya* di langit menurut yang dikehendaki-Nya.... (Q.S. Ar-Ruum [30]:

3) Basatha berarti "mengulurkan", misalnya: فِالْنَيِنَ يُدَعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِلْتَيْءِ الاَ كَتَاسِطِ كَفَيْهِ وَالنَّبِينَ يُدَعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِلْتَيْءِ الاَّ كَتَاسِطِ كَفَيْهِ وَالنَّبِيلَةِ فَاهُ وَمَا هُوَ بِيَالِغِهِ (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 14) adalah perumpamaan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah seperti setan yang memperlihatkan terhadap khayalannya ke air dari kejauhan yang hendak meraihnya namun tidak kuasa.<sup>5)</sup>

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz. 29 hlm. 129; lihat juga, Al-Kasyyaof, juz 4 hlm. 192.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 2 juz 6 hlm. 96.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ba' hlm. 56.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 6 hlm. 152.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 50; Ar-Raghib menjelaskan bosothosy-syor-o, yang berarti nasyarahu, "menyebarkannya". Terkadang menggambarkan dua hal dan terkadang menggambarkan salah satunya saja. Maka, dikatakan: منشط القطاعة yang berarti menghamparkannya (nosyarahu). Dan di antaranya ialah di-bosooth yang merupakan nama (isim) untuk setiap yang terhampar. Mu jam Mufrodot Alfoothil Qur'an, Ihm. 43.

S. Al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il, Shahih Al-Bukhari, Kitaab At-Tafsir, plid 3, Daar Al-Fikr, t.t., jilid 3 hlm. 149

# \*

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 4) Basatha berarti "boros", misalnya: وَلاَ تَبْسُطُهَا كُنُ الْبَسُطِةِ: ...(Q.S. Al-Isra' [17]: 29) Maka, Tabsuthha, dalam ayat tersebut maksudnya kamu memperluas dalam menafkahkan, membuka selebar-lebarnya dalam menafkahkan 1)
- إِنَّ اللهُ Basatha berarti "perkasa", misalnya: إِنَّ اللهُ وَالْجِشْمِ وَالْجِشْمِ وَالْجِشْمِ وَالْجِشْمِ وَالْجِشْمِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 247) Maka, رَسَطَ الْجِسْمِ, dalam ayat tersebut adalah kata yang menyifati tubuh Thalut, yang artinya besarnya badan, perkasa.<sup>2</sup>I

# (بَاسِقَةَ) Baasigah

Baasiqaatun (باستفات), artinya yang tinggi menjulang (ath-thiwaal).<sup>3</sup> Dan di antaranya dikatakan, بَسْنَقَ فُلانُ عَلَى أَصْحَابِه, yakni tinggi tubuh si Fulan melebihi teman-temannya.<sup>4</sup> Kata ini tertera di dalam firman-Nya, والنَّعُل باسقاتِ لَهَا طَلَّع والنَّعُل باسقاتِ لَهَا طَلَّع dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. (Q.S. Qaaf [50]: 10)

# (النَسْلُ) Al-Baslu

Firman-Nya, وَوَكُورِهِهِ أَنْ تُلْسَلُ نَفُسُ بِمَا كَسْبَتْ dan peringatkanlah (mereka) dengan Al-Qur'an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. (Q.S. Al-An'am [6]: 70)

## Keterangan

Dinyatakan: بَنِسَالاً وَنِسَالاً وَنِسَالهُ. Dan, نَبُسَل الشَّيِّقِ. Dan, نَبُسَل الشَّيِّقِ. berarti mengharamkannya. Dan أَنْبِسَل فَلاَنَّ berarti untuk mencelakakannya (lilhalakah).<sup>5)</sup>

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa البَسَان adalah menahan sesuatu dan melarangnya dengan paksa (habsusy-syai' wa mana'ahu bil-qahri). Misalnya perkataan, شَعَعَ الْبَسِين, yakni menahan sesuatu yang hendak dijaga untuk diperoleh. Sedangkan, al-baslu yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 70 tersebut di atas, ditafsirkan dengan penjara di dalam neraka, ditahan dari memperoleh pahala dan kebaikan.

# (بَشُر) Basyarun

Firman-Nya, إِنْهَ يَعْدِنُ السَانُ عَرِيُّ مُبِنْ السَّانُ عَرِيٌّ مُبِنْ السَّانُ عَرِيٌّ مُبِنْ السَّانُ عَرِيٌّ مُبِنْ السَّانُ عَرِيٌّ مُبِنْ السَّانُ عَرِيٌّ مُبِنْ السَّانُ عَرِيٌّ مُبِنْ السَّانُ عَرِيٌّ مُبِنْ السَّانِ عَرِيْ مُبِنْ السَّانِ عَرِيْ مُبِنْ السَّانِ عَرِيْ مُبِنْ السَّاسِةِ Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa `Ajam, sedang Al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang terang. (Q.S. An-Nahl [16]: 103)

### Keterangan

Basyarun dalam ayat tersebut adalah Jabar Ar-Rumi, budak Ibnu Hadrami. Dia telah membaca Taurat dan Injil; dan Nabi saw. apabila mendapat penganiayaan dari penduduk Mekah, beliau datang ke majlisnya. البشن , adalah manusia (انينسن), baik pria ataupun wanita, satu ataupun banyak. Dan Adam a.s. disebut ابوانيشز, "moyang manusia" Al-Basyaru (انبشن), adalah kata jamak dari بشرة, yang artinya "kulit manusia" Misalnya: بشرة (Neraka saqar) adalah pembakar kulit manusia. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 29)

# (بَشِيرٌ) Basyiirun

Firman-Nya, بَانَ أَنَا إِلاَ نَدِينٌ وَنِشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ Aku tidak lain hanya pemberi peringatan, dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 188)

### Keterangan

Dikatakan بِشَرَ هَلانا, maksudnya ialah mengabarkanya dengan membawa khabar yang menggembirakan. Dan, بَشْرَتْ صَاحِبَ الرَبِينِ النَاسَ maksudnya ialah menjanjikan kepada manusia berupa pahala dari Allah. <sup>41</sup> Sedangkan at-tabsyiir ialah menyampaikan wahyu, dibarengi dengan kegembiraan berupa perolehan pahala bagi siapa yang beriman dan taat. <sup>51</sup>

Adapun firman-Nya, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّبَاحُ بَشْرًا يَقَ Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) (Q.S. Al-Furqaan [25]: 48)

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm 31. 2. Ibid. ulid 1 juz 2 hlm, 214.

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tafaasir, jilid 3 hlm. 241; lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 198.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 44.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ba' hlm. 57.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz. 7 hlm. 158.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 blm, 141.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 1 juz 3 hlm 195.

<sup>3.</sup> Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 192.

<sup>4</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bəb ba' hlm 58

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 135.

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Maka, Busyran dalam ayat tersebut, diringankan bacaannya (tahfif), berarti 'peringatan', berasal dari busyurun (بَشْنَ), sepertihalnya kata rusul dan rasuulun, yakni 'kabar gembira'. <sup>11</sup> Busyra tersebut di tujukan kepada angin sebagai kabar gembira datang hujan(rahmat), seperti disebutkan dalam Mu'jam: بشَرَبُ الرَبَعُ بِا الْفَيْثِ , angin telah memberi kabar dengan turunnya hujan. <sup>21</sup>

Al-Basyarah, makna asalnya secara bahasa adalah menyampaikan berita yang berpengaruh terhadap perubahan kulit muka, baik dalam keadaan gembira maupun sedih, pada hakikatnya memang dalam masing-masing dua keadaan tersebut. Misalnya, اوهَوْ كَظِيمٌ اللهُ وَالْذَا لِنَّشِرُ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْيُ طَلَّنَ وَجَهُ مُسْوَدًا . Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah (Q.S. An-Nahl [16]: 58); kemudian menurut kebiasaan bahasa, maka basyarah diartikan dengan penyampaian kabar gembira saja.<sup>31</sup>

Sedangkan firman-Nya, وما أَرْسَلُناك بِالأَمْنِشِرَا وَنَدِيرَا , إِلَّهُ مَنْشِرًا وَنَدِيرًا , (Q.S. Al-Furqaan [25]: 57) maka مُنِشِرًا maksudnya bahwa orang yang benar-benar beriman maka ia akan mendapatkan haknya dengan bentuk kegembiraan dan wajah yang berseri-seri, sedangkan نَدِيرًا ditujukan kepada orang-orang yang terus-menerus dalam kekafiran maka selamanya mendapatkan ancaman. 4)

Al-bisyaarah dan al-busyraa adalah berita gembira yang membuat wajah berseri-seri. Penggunaan kata ini untuk tujuan menjelek-jelekkan atau sinis. المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

menerima siksa yang pedih. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 22)

# (بَاشَرَ) Baasyara

Firman-Nya, نُولا نُيَاشِرُوْمُنَّ وَ انْتُمْ عَاكِمُوْنَ فِي الْسَجِدِ...dan janganlah kamu hampiri mereka itu sedang kamu i'tikaf di masjid.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187)

### Keterangan

بَاشَرَةُ وَ Di dalam *Mu'jam* disebutkan: بَاشَرَةُ وَ Berarti "menyentuhnya dengan mesra". بَا بَسَاراً Dan بَاشَرِالْلَرَّةُ berarti بَاشَرِالْلَرَّةُ , "menggaulinya". أ

# (بَصِيْرَةٌ) Bashiirah

Firman-Nya, فَانْ هَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata."... (Q.S. Yusuf [12]: 108)

## Keterangan

Bashiirah. "melihat", vakni dengan mata telanjang. Arti secara bahasa ini dapat ditemukan tentang keadaan Yusuf a.s., Pergilah: الْأَمْبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجُه أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. (Q.S. Yusuf [12]: 93), Ya'tii bashiiran dalam ayat tersebut artinya, dengan seketika dia jadi bisa melihat; atau dia datang kepadaku dengan keadaannya yang sudah bisa melihat kembali. Begitu juga, يُبَصَرُونَهُمْ يَوْدُ النَّجُرِمُ Sedang mereka saling الْوَ يَفْتُدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِنْدُ بِيلِيهِ melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 11) Maka, Yubashshiruuhum dalam ayat tersebut maksudnya ialah teman-teman karib itu melihat dan memandang teman-teman mereka. 4

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa bashiirah mempunyai makna, antara lain: (ketajaman hati), kecerdasan, kemantapan dalam agama dan kenyataan hidup. Meskipun bashiirah juga mengandung arti melihat, tetapi jarang sekali

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 22.

<sup>2</sup> Muljam Al-Wasiith, juz 1 hab ba' film. 58

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 95

<sup>4</sup> As-Suyuti, Imam Jalaluddin, Hatsiyotush-Shaowi 'alo Tafsir Jololain, Pensyarah: Al-Syaikh Ahmad Ash-Shawi Al-Maliki (catatan kaki) Lubabun-Nuqul fi Asbaobin-Nuzul, Oaar Al-Fikr t t., juz 4 hlm. 330.

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 122.

<sup>1</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab ba' hlm. 58.

<sup>2</sup> Komus Al-Munawwir, hlm. 85.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlns. 31. 4. Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 66.

# \*

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dipakai dalam literatur Arab untuk indera penglihatan tanpa disertai pandangan hati. المحافظة Dan setiap yang dijadikannya sebagai dinding seperti halnya baju besi dan perisai serta selain dari keduanya disebut al-bashiirah. kata المنافذ keduanya disebut al-bashiirah. kata المنافذ keduanya disebut al-bashiirah. kata المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ

Sedangkan Alaa bashiiratin (dengan hujjah yang nyata), yang tertera pada surat yusuf ayat 108 di atas terdapat isyarat bahwa agama yang lurus ini tidak menuntut kepatuhan secara buta terhadap berbagai pandangan dan keyakinan yang digariskannya dengan menceritakannya saja. Akan tetapi ia adalah agama yang didasarkan atas hujjah dan keterangan. 41

Sejumlah makna *bashara* dengan perubahan lafaznya di sejumlah ayat:

- 1) Firman-Nya, بَيِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةٌ: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 14) maksudnya anggota badan menjadi saksi terhadap perbuatan yang dilakukannya seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nuur ayat 24.
- 2) Firman-Nya, نَوْمَاتِيْنَا تَعُودُ النَّاقَةُ مُنْصِرَةٌ. Dan telah kami berikan kepada Tsamud onta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat.... (Q.S. Al-Israa' [17]: 59)

Maka Mubshiratun dalam ayat tersebut maksudnya adalah mata bagi orang yang mau memperhatikannya.<sup>1)</sup>

 Firman-Nya: نِلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة : Bahkan manusia atas dirinya sendiri menjadi saksi. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 14)

Maka, بنصيرة Yang menyaksikan (hujjatun svahidatu 'alaa ma shadara minhu). Maksudnya, manusia itu sendiri merupakan yang jelas bagi dirinya, sehingga tidak perlu lagi diberitahu oleh orang lain. Sebab dirinya menyaksikan apa yang telah dilakukannya. Pendengaran, penglihatan. kedua tangan, kedua kaki dan semua anggota tubuh menjadi saksi atas dirinya. Manusia akan tetap menjalani hisab (perhitungan amal), meski ia mengemukakan berbagai alasan, sebagaimana firman-Nya, "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap terhadap(amal perbuatan) mu". (Q.5. Al-Isra' [17: 14)

Mengenai ayat tersebut, Al-Farra' mengatakan bahwa manusia itu terhadap dirinya sendiri memiliki mata hati yang memandang. Beliau mendendangkan :

كَأَنَّ عَلَى ذِي العَقَلِ عَيْنَا بَصِيَرَةٌ ۗ

بمَجَلِسِهِ أَوْ مَنْظِرِهُوْ تَاظِرُهُ

"Seakan bagi setiap yang berakal memiliki mata hati, di dalam majlis atau pemandangan yang dilihatnya, ia mengawasi semua orang takut, sebab segala rahasianya tiada yang samar bagi mereka".<sup>3</sup>

- 4) Firman-Nya, ابِنَكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرا (Q.S. Thaaha [20]: 35) maksudnya, Engkau mengetahui keadaanku; kami tidak menghendaki dengan ketaatan selain keridaan-Mu.
- 5) Firman-Nya, وَلَوَ نَشَاءَ لَعَلَيْهِمْ قَامَتُيْهِمْ قَامَتُيْهُوا :Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-tomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihatnya. (Q.5. Yasin [36]: 66)

<sup>3 /</sup>bid, jilid 6 juz 16 hlm. 104



<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, Al-ʿAllaamah Abi Al-Fadhi Jamaluddin Muhammad bin Mahram Al-Ifriqiy Al-Mishriy, *Lisonul ʿArob*, Daar Al-Fikr, Cet. Ke-1 (1990M/1410H), jilid 4 hlm. 64, 65 maddah سام الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة الماركة المار

Rata Al-Abshar disebutkan disejumlah ayat, misalnya, بنشلوپ و الآبصار, yang terdapat di dalam surat An-Nuur ayat 37. Sedangkan رأبلي الأنصار, yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 2 dan surat Ali 'Imran ayat 13. Begitu الإنسان والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخاص والانتخ

Dī antaranya Boshiirah berarti Ats-Isabaatu fid-diin, misalnya: المَا مَنْ الْمَانِيَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, bab ba' him 59.

<sup>3.</sup> Mu'jom Mufradot Alfoazhil Qur'an, hlm. 46.

<sup>4,</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 52; Al-Abshoar: albashar fü amrillaah (memperhatikan tentang perkara Allah). (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 45). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 186.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jılıd 5 juz 15 hlm. 62.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 10 juz 29 hlm. 150.



Maka, اَثَى يَبْصِرُونَ berarti bagaimanakah mereka bisa melihat kebenaran dan mengetahuinya. <sup>11</sup>Yakni, uslub *istifham inkaariy*, maksudnya mereka pasti tidak dapat melihatnya.

# (بَصِّلُ) Bashlun

Bashlun: Bawang merah. Firman-Nya, وعدسنها : ...Kacang adasnya dan bawang merahnya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 61)

# (بِضُعٌ) Bidh'un

Firman-Nya, فِي بِضْعِ سِبَيْنِ لِللهِ الأَمْرَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَقَدًّ ...dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan (kemenangan bangsabangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 4)

Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa بِضَعٌ, dikasrahkan ba' dan difathahkannya, adalah jumlah antara 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh). Dan juga berarti bagian dari sesuatu, di antaranya dikatakan: الإبنَ بِصَعٌ أَبِينٍ المَعْمُ اللهِ "anak adalah bagian dari ayahnya". Ibnu Al-Yazidi menyebutkan, bahwa Bidh'in Siniina, mereka mengatakan, ia adalah "hitungan antara satu sampai dengan empat", ada pula yang mengatakan ia adalah "hitungan antara tiga sampai dengan sembilan". Bidh'in siniina pada ayat di atas menyifati tentang masa yang ditunggu-tunggu tentang kemenangan bangsa Romawi.

Di dalam Kamus dijelaskan bahwa menurut Al-Farra' bahwa kata *bidh'un* tidak boleh disertakan penyebutannya dengan angka 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) hingga 90 (sembilan puluh), dan tidak boleh dikatakan kepada angka 100 (seratus) dan angka 1000 (seribu). Pada ayat lain juga terdapat kata *bidh'in siniina*, yang berkenaan dengan keberadaan Yusuf a.s., di dalam penjara, seperti dinyatakan, di dalam penjara, seperti dinyatakan, الشَّغَطِينُ فِينَ فِي السِّعَنِ بِطَمْعُ سِينَ فَالْسِتَيْنِ بِطَمْعُ سِينَ فَالِمْتَ فِي السِّعَنِ بِطَمْعُ سِينَ مَا السَّعَنِ بِطَمْعُ سِينَ مَا السَّعَنِ بِطَمْعُ سِينَ السَّعَنِ بِطَمْعُ سِينَ di dalam dia lupa menerangkan (keadaan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan

Yusuf) kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia (Yusuf) di dalam penjara beberapa tahun lamanya. (Q.S. Yusuf [12]: 42)

# (بِضَاعَةٌ) Bidhaa'atun

Firman-Nya, يَابُشُرَى مَدًا غُلِامٌ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةُ ... "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" kemudian mereka menyembunyikan dia (Yusuf) sebagai barang dagangan.... (Q.S. Yusuf [12]: 19)

Keterangan

Al-bidhaa'ah adalah harta yang dipergunakan untuk berdagang. Dan bidhaa'atahum yang tertera pada ayat tersebut di atas maksudnya adalah barang-barang yang mereka tukarkan dengan makanan, berupa terompah dan kulit."

# (بَطَيُّ) Batha'a

Firman-Nya, وَإِنُ مِنْكُمْ لَنُ لِيُنِطِئْنَ dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran)... (Q.S. An-Nisa' [4]: 72)

Keterangan

At-Tabaththu' ialah memperlambat jalan dan paksaan untuk memperlambat jalannya.<sup>2]</sup> Dan dikatakan بنطأة, yakni melepaskan tentang hal-hal yang telah dipegang teguh.<sup>3]</sup>

# (بَطَرَ) Bathara

Firman-Nya, نوّكَة بَطِرَتُ مَعِيشَةًا كَانَا مِنْ قَرْبَةٍ بَطِرتُ مَعِيشَةًا Berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya.... (Q.S. Al-Qashash [28]: 58)

Keterangan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm 24.

<sup>2</sup> Maijam Lughatul Fuqohoo', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm. 88

<sup>3.</sup> Ghariibul-Qur'on wo Tafsiiruhu, hlm. 141

<sup>4.</sup> Al-Jawi, Ahmed Thahir, *Torob Qomus Al-Muhith 'Ala Thoriqotil-Mishboohul-Munir wo Asaosi-Balooghoh*, 4 Jilid, Deer Al-Kutub, Riyadh t.t, juz 1 hlm. 283 maddah تات في التنافية

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 9.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 86

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 1 bab ba' hlm. 60.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 11.

# 4



[8]: 47). Oleh karena itu kesombongan (al-kibr), biasa didefinisikan dengan bathrulhaqq wa ghamthunaas (بطزالغق وغمط الثاني) artinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia.

# (بَطْشُ) Bathsyu

Firman-Nya, بِنَ بَطْسَ رَبِكَ نَشْدِيدٌ Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. (Q.S. Al-Buruuj [85]: 12)

Keterangan

Al-Batsyu ialah mengambil dengan cara kasar dan keras. (menyerobot). Pengertian senada juga dijelaskan oleh Ash-Shabuni, yakni البطئن artinya menghukum dengan keras dan memperlakukannya dengan cara bengis (al-akhadzi bi-syiddatin wal-ʻanaf). Seperti tertera juga di dalam firman-Nya, وَكَمْ اَمْلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya dari pada mereka ini.... (Q.S. Qaaf [50]: 36)

Adapun firman-Nya, يوم تنطل البطشة (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah pemberi balasan. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 16)

Menurut Ibnu Al-Yazidi, البطقة الكبرى yang tertera pada ayat tersebut adalah peristiwa yang terjadi di hari perang badar (yawmul-badri); mereka melihat sesuatu yang menyerupai asap tebal yang berada antara langit dan bumi. Dan sebagian mereka mengatakan, bahwa ia ialah keadaan tentang hari Kiamat. Sedangkan بطفي adalah 'mengambil dengan kekerasan dan dengan cara paksa', artinya sama dengan المطقة. Sedang al-bathsyu, di sini, artinya tindakan keras terhadap apa saja dan berupa siksaan, demikian yang disebutkan di dalam Al-Qamus.

### (بَاطلٌ) Baathilun

: اَفَيَالِيَاطِلَ يُوْمَنُونَ وَبِنِعِمَةَ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ , Firman-Nya اللَّهُ هُمْ يَكُفُرُونَ , Maka mengapakah mereka beriman kepada yang

1. ibid, plid 10 juz 30 hlm. 104; Mu'jam Mufradat Alfaezhil Our'an, hlm. 48; Al-Kosyyaaf, juz 4 hlm. 239; Usaanul 'Arab, jilid 6 hlm. 267 maddah ... 12. ... bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

### Keterangan

Al-Bathil yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah manfaat dan berkah berhala-berhala. المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها

Al-baathil asal katanya ialah buthlaanun (يَعْلَغُ), artinya adalah curang atau merugikan. Mengambil harta dengan cara batil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Syariat Islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya. Dan bil-baathil pada ayat di atas dapat juga diartikan dengan menginfakkan harta di jalan yang tidak bermanfaat da tidak yang sebenarnya. <sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, اِنْ الباطِلُ كَانَ رَمُوقا Sesungguhnya *yang batil* itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (Q.S. Al-Isra' [17]: 81)

Yakni al-baathil dimaksudkan sebagai lawan dari al-haq (benar), dan kebatilan adalah sesuatu yang tidak mempunyai ketetapan ketika di hadapkan kepada pengujian/pembuktian.<sup>3]</sup> Maksudnya kebenaran pasti muncul dan kebatilan pasti tenggelam.

# (بطأنة) Bithaanah

Firman-Nya, لاَ يَتُلُونَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>2</sup> Shafwaotut-Tafaasir, jilid 3 hlm. 245.

<sup>3.</sup> Ibnu Al-Yazıdi, Op. Cit., hlm. 160

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 9 juz 25 hlm. 121.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 109

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 80

<sup>3</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhii Qur'on, hlm. 48

# **4**

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

### Keterangan

Dikatakan بطانة الرجل adalah teman-teman. Khususnya, yang memutuskan segala masalahnya. Kata ini berasal dari kata, بطانة النوب, artinya bagian dalam pakaian yang menempel di badan. Sedang bagian luarnya dikatakan zhihaarah (قطارة). Kata ini dipakai untuk mudzakkar, muannas, mufrad dan jamak dalam bentuk yang sama. <sup>1</sup>J

# (الْبَاطِنُ) Al-Baathinu

Firman-Nya, وَالطَّامِرُ وَالْبَاطِنُ (Dia) Yang Zahir dan Yang Batin. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 3)

### Keterangan

Al-Baathinu (اثباطن), adalah salah satu dari asma Allah yang lazimnya diathafkan (disejajarkan) dengan Azh-Zhaahir. Menurut Imam Al-Maraghi Al-Baathinu adalah Dia Batin Zat-Nya, namun begitu nyata keindahan dan kesempurnaan-Nya. Selanjutnya, beliau menjelaskan: Dan Dia Batin dengan ilmu-Nya tentang mahluk-mahluk-Nya yang tersembunyi. Yakni, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya. <sup>21</sup> Baca, Azh-Zhaahir.

Sedangkan bathaa-inuha ialah sesuatu yang dikandungnya atau yang terdapat di dalamnya, seperti firman-Nya, خَمْتَكَبِينَ عَلَى فَرْشَ بِطَائِبًا مِنْ إِسْنَيْرَى Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 54), dan Bathaa-inuhu maknanya zawaahiruhu (gemerlapnya) adalah lughat bangsa Qibti. <sup>3</sup>]

# (يَغَثُ) Ba'atsa

Firman-Nya, فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مَاتَهُ عَامُ لُمُ يَعِنْهُ قَالَ كَمْ لَبِلْتُ قَالَ ...maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" la menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari".... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 259)

#### Keterangan

Al-Ba'tsu (البَعْث): Melepaskan. Kata ini terambil dari kata, بَهْتُ النَّاقَة, apabila kamu melepaskan unta dari kandangnya. Di sini digunakan kata *al-ba'tsu* (melepaskan). Maksudnya, agar dapat dimengerti bahwa seseorang dimungkinkan kembali sadar seperti semula, bisa berpikir dan merasakan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil percobaan dokter masa kini, bahwa seorang bisa tetap hidup lama tanpa merasakan sesuatu (dalam keadaan sadar), yang di dalam istilah kedokteran disebut "menidurkan diri" (tenggelam dalam waktu yang cukup lama). Begitu juga yang dilakukan oleh kalangan rohaniawan India (ahli pertapa). <sup>1</sup>

Berikut makna ba'atasa di sejumlah ayat:

- 1) Ba'atasa berarti "menigirim", misalnya: وَإِذْ تَأَذُّنُ الْمُعْمَامُ شُوءَ الْمُدَّابِ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 167) La-yab'atsanna: dia benarbenar mengirimkan orang yang menguasai. 21 Sedang la dan nun pada layab'atsanna menunjukkan makna taukid, "benar-benar".
- 2) Ba'atasa berarti "membangunkan", misalnya:
  الله بَعْنَنَاهُمْ لِنَعْلَمُ أَيُّ الْجِرْنِيْنَ أَحْصَى لِمُا لَبِينُوا أَمَنَا
  Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu). (Q.S. Al-Kahfi [18]: 12)

Maka *ba'atsnaa* dalam ayat tersebut ialah Kami bangunkan dan Kami bangkitkan mereka dari tempat tidur mereka.<sup>3]</sup>

- 3) *Inba'atsa* berarti menyembelih unta. <sup>4</sup> Seperti bunyi ayat, بإذ النبعث أشفاها: ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.... (Q.S. Asy-Syams [91]: 12)
- 4) Firman-Nya, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجِ لاَعَدُوا لَهُ عَنَّهُ وَلَكِنْ كُرِهَ اللَّه Pan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka: "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu." (Q.S. At-Taubah [9]: 46)

<sup>1.</sup> Shafwaatul-Tafaasir, jilid 1 hlm. 224

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jılıd 9 juz 27 hlm. 158.

<sup>3.</sup> Al-Burhan fii 'Ulaumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1. juz: 3. hlm. 22.

<sup>2.</sup> tbid, tilid 3 juz 9 hlm. 97

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 15 hlm, 121; Mujahid berkata: *Ba'otsnaahum* berarti *ahyoinaahum* (Kami hidupkan mereka) Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 157.

<sup>4.</sup> fbid, jilid 10 juz 30 hlm. 18.





Maka Al-Inbi'aats dalam ayat tersebut adalah mengarahkan manusia atau hewan ke suatu arah dengan kekuatan, seperti mengutus para rasul dan membangkitkan orang-orang mati.<sup>11</sup>

### (نَعْتُرَتْ) Bu'tsirat

Fírman-Nya, وَإِذَا الْفُتُورُ بِغَارِتُ dan apabila kuburan-kuburan *dibongkar*. (Q.S. Al-Infithaar [82]: 4)

### Keterangan

Bu'tsirat (نَعْرُتُ), ialah dibongkarnya tanah yang menutupi orang-orang yang telah mati dan dikeluarkan orang-orang yang berada di dalamnya.<sup>21</sup> Maksudnya, kuburan-kuburan itu diaduk dan dibatik, sehingga tanah yang berada di bawah pindah ke atas, sedangkan tanah yang berada di dalam berpindah keluar untuk mengeluarkan orang-orang yang telah terkubur di dalamnya dan menghidupkan kembali.<sup>31</sup>

Dan firman-Nya, افلاً يُعلَمُ إِذَا يُعَلِّمُ مِا فِي الْقُبُورِ. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. (Q.S. Al-'Aadiyaat [100]: 9)

### (بَعْدُ) Ba'da

Firman-Nya, وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذَٰلِكَ ذَخَاهَا Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. (Q.S. An-Naazi'at [79]: 30)

### Keterangan

Ba'da (بعد): Sesudah (غغ ذلك). Pengertian 'sesudah' ini kaitannya bukan masalah zaman, namun sesuai dengan penuturan konteks ayat. <sup>4</sup> Di antara uslub-uslub yang dipakai oleh orang-orang Arab hal ini sering digunakan dengan perkataan:

"Dengan demikian anda berarti telah berbuat baik kepadanya, anda telah menyantuninya, bahkan anda telah menolongnya".

Maka kaitannya dengan bunyi ayat: wa al-ardhu ba'da dahaaha (Dan bumi sesudah itu

dihamparkannya), adalah bahwa setelah Allah menciptakan langit, lalu Allah menciptakan bumi untuk siap dihuni dan dibangun. Jadi, pengertiannya tidak berkaitan dengan penciptaan bumi karena bumi itu telah ada, hanya penataannya saja yang belum ada. <sup>1</sup>

# (نَعَيْدٌ) Ba'iidun

Firman-Nya, بن مكان نبيب dari tempat yang jauh. Arti selengkapnya, berbunyi: dan apabila neraka itu melihat *dari tempat yang jauh*, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. (Q.S. Al-Furqan [25]: 12)

### Keterangan

Al-bu'du adalah lawan dari al-qarbu(dekat), keduanya tidak ada batasan tertentu dan disesuaikan dengan ungkapan tempat. Dikatakan, نفن (jauh). <sup>2</sup> Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa al-bu'du adalah luas serta memanjang (yakni, jauh). Mereka mengatakan dalam doa: بعدا له (jauhkanlaht), yang berarti mengandung unsur celaka, petaka (lilhalak). <sup>2</sup>

Adapun firman-Nya, فمكث غَيْرَبِعِيهِ فَقَالَ اخْطَتْ بِهَا. (Q.S. An-Naml [27]: 22), maka maksud ba'iid ialah menetap sebentar. Dan, تَاعِدَهُ اللهِ عَلَيْهُ (menjauhkannya). Dan, الشَّيْنَانِي بَاعِدَهُ اللهِ الشَّيْنَانِي (menjauhkannya). berarti memisahkan di antara keduanya. Sebagaimana firman-Nya, فَقَالُوا رَبِّنَا بَاعِدَ بَيْنَ اَسْفَارِياً (Q.S. Saba' [34]: 19).

Yakni, kata ba'ada merupakan kata yang menunjukkan kepada sifat sesuatu. Sejumlah ayat yang memuatnya, berikut pengertiannya, antara lain:

1) Tentang mustahil keimanan. tercapai dinyatakan: من مكان بعيد Bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh. selengkapnya: dan (di waktu itu) mereka berkata: "Kami beriman kepada Allah", bagaimanakah mereka dapat (keimanan) dari tempat yang jauh. Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 iz 10 hlm 129

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 63; Al-Kasyyoaf, juz 4 hlm. 279.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 64.

<sup>4.</sup> Ibnu 'Athiyah, Abu Muhammad Abdul Haq Al-Andalusi, Af-Muhamar Al-Wajiz fi Tofsiiril-Kitabil-'Azız, pentahqıq. Ar-Ruhali Al-Faruq dan Abdullah bin İbrahim Al-Anshari, 15 Jilid, Cet. Ke-1, Amir Ad-Daulah --Qatar, Muhamam 1394 H/Desember 1977, juz 15 hlm. 310.

<sup>1.</sup> Al Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 blm. 32

<sup>2</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, him. 51.

<sup>3.</sup> Mo'jam Al-Wasith, juz 1 bab ba' hlm. 63

<sup>4.</sup> Ibid, juz 1 hab ba' hlm, 63.

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Allah sebelum itu; dan mereka mendugaduga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. (Q.S. Saba' [34]: 52-53)

- Tentang keraguan, dinyatakan, نُفَيْ شِقَاقٍ بِعِيْدٍ.
   Benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 176)
- 3) Tentang kesesatan, dinyatakan, نائضلان البَعيدُ Kesesatan yang jauh. (Q.S. Ibrahim [14]:18) (Q.S. Al-Haji [22]: 12)

Adapun dalam menyifati masa, tempo dikatakan dalam, أمدأنينيدi: Masa yang jauh. (Q.S. Ali 'Imraan (31: 30)

Sedangkan firman-Nya, وَقِينَ يَاأَرُضَ الِلَّهِي مَاءَكِ الْجُودِينَ وَقِيلَ وَيَا سَمَاءُ الْقَلِيمِ وَعَيْضَ الْمُاءُ وَقَضَيَ الْأَمْرَ وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِينَ وَقِيلَ Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," Dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim." (Q.S. Huud [11]: 44)

Maka bu'dan dalam ayat tersebut adalah halakan wa khasaaran liman kafara billaahi (binasa dan celakalah bagi orang-orang yang menentang Allah!) yakni jumlah du'aa'iyyah (kalimat yang mengandung doa). 13

### (بَعِيْرٌ) Ba'iirun

Firman-Nya, وَنَوْوَادُ كُيلَ بِعِيرِ ذَلِكَ كُيْلٌ يُسِيرُ dan kami mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi raja Mesir). (Q.S. Yusuf [12]: 65)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa بَعَنْ dipergunakan untuk mudzokkar dan mu'annas, jamaknya أَبَاعِيْرُ وَ أَبَاعِنُ وَ أَبَاعِيْ وَ أَبَاعِيْ (dan jamaknya أَبَاعِيْرُ وَ أَبَاعِيْ وَ أَبَاعِيْ (jam'ul-jam'i), yakni unta yang masih kecil (anak onta) yang siap dijadikan ganti yang kuat dan layak dikendarai dan membawa barang (beban) muatan.<sup>21</sup> Baca ibilun.

# (يَعُوْضَةٌ) Ba'uudhah

إِنْ اللَّهُ لاَيسَتَغِي أَنْ يَضِّرِبَ مُثَلَّا مَا يَعُوضَةً فَمَا ,Firman-Nya Sesungguhnya Allah tiada segan membuat :فَوْفَهَا perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 26)

### Keterangan

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa terambil dari kata وَفَوْلَ adalah wazan الْبَعُوْمَيْةُ بَعْضُ وَبَطِيعٌ Dikatakan (فَطَعَ). Dikatakan بِعَضُ dengan makna. Sedang الْيُغَوِّمَنُ adalah kata bentuk jamak sama artinya dengan kata النية, dan bentuk tunggalnya بغوضة, dan dinamakan demikian karena kecilnya, demikian menurut Al-Jauhari.11 Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ba'uudhah (nyamuk), yang dimaksud dari lebih kecil dari nyamuk ialah sesuatu yang tampak lebih kecil bentuknya dibanding nyamuk. Misalnya kuman, kuman tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Orang-orang Arab dulu selalu menggunakan otak semut atau nyamuk sebagai ungkapan suatu misal terhadap sesuatu yang kecil. Mereka mengatakan, أَعَوُمِنْ مُحَلِّ يُعُوْمِينَهُ, "lebih kecil dari otak nyamuk'.25

# (بَعْضٌ) Ba'dhun

الْتُنَافِقُونَ وَالْتَنَافِقَاتُ يَعْضَهُم مِّن يَعْضِ . Firman-Nya, يَأْمُرُونَ بِالْتُكُرِ وَيَٰهُونَ عَنِ الْتَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيُهُمْ نَسُوا اللهَ فَلَسَيْمُ يَأْمُرُونَ بِالْتُكُرِ وَيَهُونَ عَنِ الْتَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيُهُمْ نَسُوا اللهَ فَلَسَيْمُ (75 :[9] Q.S. At-Taubah) إِنَّ الْتَنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِفُونَ

### Keterangan

Ba'dhun artinya "sebagian". Dan Ba'dhuhum min ba'dhin; mereka sama, baik dalam sifat maupun perbuatan, seperti "Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu", yakni kita adalah satu, tidak ada perbedaan di antara kita. <sup>31</sup> Merujuk pada ayat di atas, Ba'dhuhum min ba'dhin dimaksudkan bentuk kerja sama yang erat, saling merahasiakan saling mendukung munafik laki-laki dan perempuan berbuat munkar dan mencegah yang makruf.

# (بَعْلُ) Ba'lun

Firman-Nya, اَتُشَعُونَ بِعَلَا وَتَدَرُونَ أَخْسَنَ الْخَالِقِينَ Patutkah kamu menyembah ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 125)

<sup>1.</sup> Shafwaatut Tafaasiir, yild 2 blm 16.

<sup>2</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahaa', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm. 89.

Asy-Syaukani, Qadhi Muhammad bin 'Ali bin 'Abdullah, Fathul-Qadir, Daar Al-Fikr t.t, jilid 1 him. 57.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid l juz 1 hlm.70.

<sup>3./</sup>bid, jilid 4 juz 10 hlm 154



### Keterangan

Menurut Imam Al-Qurtubi, نبغ adalah nama berhala yang senantiasa mereka sembah, oleh karena itu kota mereka dinamakan بغثنية. Maksudnya, patutkah mereka menyeru Tuhan (rabb) yang mereka ada-adakan sendiri, dan meninggalkan yang terlebih baik dari sesembahan yang pernah dikatakan oleh mereka sendiri sebagai khaaliq (Pencipta), yakni Allah, sebagai Tuhan kalian dan juga Tuhan yang telah dianut oleh nenek moyang kalian dahulu?

Kata ba'l, di samping sebagai nama patung (berhala), ba'l, juga berarti suami. Seperti firman-Nya, وَلاَ يُنْدِينَ رَبِنَيْنَ إِلاَ لِبُعُولَيِنَ dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka. (Q.S. An-Nuur [24]: 31)

الكرونية (suami). Al-Laits mengatakan bahwa بنعل بغولة فنه (suami). Al-Laits mengatakan, بنعل بغولة فنه , yakni بنعل بغولة فنه (yang menangani persoalan). Al-Azhari mengatakan bahwa suami(zaujul-mar'ah) juga berarti بنقل , karena ia adalah tuannya dan sekaligus yang memilikinya (sayyiduha wa maalikuha). Yakni bukan karena ia sebagai yang menangani persolan semata. Di dalam Tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, al-ba'lu adalah az-zauju wa al-sayyidu (suami dan sekaligus tuannya), demikianlah menurut kalam Arab. 3

Dan suami yang dalam keadaan tua renta (Zakariya a.s.) dinyatakan dengan firman-Nya, زَمَدَا بَعْلِي شَيْعًا: dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula.(Q.S. Huud [11]: 72)

# (نَفْتَةً) Baghtatan

Firman-Nya, اَخَذَنَاهُمْ بَغْتَةُ فَإِذَا هُمْ مُئِلِسُونَ . Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. (Q.S. Al-An'am [6]: 44)

### Keterangan

Baghtatan (بغنة): sesuatu yang datang secara tiba-tiba dari segala segi di luar diperhitungkan. أبغت كذا فهو يافيت Artinya mendatangi dengan tiba-tiba. Arti selengkapnya: Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kamipun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. (Q.S. Al-An'am [6]: 44)

# (الْبَغْضِاءُ) Al-Baghdha-u

Firman-Nya, القيامة :...maka akan Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari Kiamat. Arti selengkapnya: Dan di antara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani", ada yang Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang telah mereka diberi perigatan dengannya; maka akan Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 14)

### Keterangan

Al-Bughdhu ialah berpalingnya hati dari sesuatu yang dibenci, dan lawannya ialah al-hubbu, karena al-hubb adalah ketertarikan hati kepada sesuatu yang disukai. المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة والمنافضة والمنافضة والمنافضة والمنافضة المنافضة 
<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 7 hlm, 121 maddah برع س



Ash-Shabun, Shofwaatut-Tofoosir, jilid 3 hlm. 43; Imam As-Suvuti menjelaskan bahwa setiap kata ba'l disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka maksudnya talah az-zauj (suami) kecuali atod'uura ba'lan, sebagaimana ayat di atas, yang berarti berhala (ash-shonam) Al-Itqaan fi 'Uluumil Qur'an, juz 2 klm. 32.

Perihal kata *bo'at*, Ali Asghar Engimer menjelaskan, ada beberapa contoh lain dalam penggunaaan kahmat-kalimat pra-islam sejauh menyangkut hubungan perkawinan. Kita dapat menemukan penggunaan kata *bo'at* Kata ini adalah ungkapan pra Islam berarti dewa dan digunakan untuk menyebut suami, sehingga seolah-olah suami adalah dewa. Al-Qur'an juga menggunakan kata-kata *bo'at* untuk suami namun tidak dalam pengertian di atas ta memberikan kandungan baru ke dalamnya, karena dalam Islam hubungan antara suami dan istri adalah hubungan nutra sejajar, perkawinan "tu sendiri merupakan sebuah kontrak dan dua pihak yang setara. (dikutip dari, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, hlm. 87-88); dan di dalam tafsir Depag, dijelaskan bahwa *Bo'i* adalah nama salah satu berhala dari orang Punichia. Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1287 hlm. 727.

<sup>2.</sup> *Lisoanul 'Aroob*, jilid 11 hlm. 58 maddah நடிய

<sup>3.</sup> Ash-Shabuni, Tofsir Ahkam, jilid 2 hlm. 145

<sup>1</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Ovr'an, him. 52.

<sup>2.</sup> Ibid, htm. 53

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 53.

# \*

## ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Di antara timbulnya *al-bughdhu* ialah ajakan menyembah Allah saja, dan meniadakan penyembahan kepada selain-Nya, seperti dinyatakan di dalam surat Al-Mumtahanah: dan kebencian... :والْبِغُضاءَ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Arti selengkapnya: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia: ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 4)

# (الْبِغَالُ) Al-Bighaalu

Al-Bighaalu. Menurut Ar-Raghib, al-bighal ialah yang terlahir dari antara himar dan kuda. Dan بنيفن النبيز, berarti serupa tentang lebar jalannya dan warna bintik-bintik putih dan kotorannya (baunya). <sup>11</sup> (Q.S. An-Nahl [16]: 8)

# (بغی) Baghay

Firman-Nya, بَإِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, (Q.S. Al-Qashash [28]: 76)

Keterangan

fa-baghaa 'alaihim: menyombongkan dan membanggakan diri.<sup>21</sup> Adapun kata الْبَغَيْ mempunyai dua makna: memusuhi orang lain (al-'Adaawatu 'alan-Naas), dan iri hati, dengki (alhasaadu). Adapun bighaa' (بغاء) dengan dikasrah 'ba'"-nya, berarti zina, misalnya: بامْرَاهُ بِغَاء, ialah perempuan yang telah berbuat zina.<sup>31</sup>

Pada asalnya kata ini bermakna "rusak", diambil dari perkataan orang-orang Arab, نبغي الجَنَّ Luka yang amat parah (rusak). Kemudian, kata ini difungsikan sebagai "sesuatu yang melampaui batas"." Sedangkan untuk الاغبيقاء adalah 'mencari sesuatu yang di dalam pencariannya terdapat usaha yang amat berat serta sulit', berasal dari الغبيقاء (melampaui batas). Maka di dalam kebaikan الاغبيقاء berarti "mencari keridaan Allah sebagai puncak kesempurnaan. Sedangkan di dalam lapangan kejahatan الإغبيقاء berarti mencari fitnah sebagai puncak kesesatan.

Adapun firman-Nya, وَمَا يِنْبَغِي لَهُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur'an itu, dan merekapun tidak akan kuasa. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 211)

Wamaa yanbaghii lahum dalam ayat tersebut, artinya apa yang mudah bagi kalian. 31

Adapun firman-Nya, لأَيْنَبَيْ لِأَحْدِ مِنْ بَعْدِي: tidak berpindah dari-Ku selain Aku. (Q.S. Shaad [38]: 35)

Perihal ayat tersebut, pengarang *Tafsir Al-Kasysyaf* berkata: Sulaiman a.s. Tumbuh dalam keluarga kerajaan dan kenabian. Dan agaknya ia mewarisi keduanya. Oleh sebab itu dia hendak meminta Tuhannya *'Azza wa Jalla* suatu mukjizat. Maka, dia meminta sesuatu dengan tingkatannya, suatu kerajaan yang mengungguli kerajaan-kerajaan lainnya dengan keunggulan luar biasa, yang mencapai batas kemukjizatan. <sup>4</sup>

Dan al-baaghiy: penuntun sesuatu yang disenangi. أَا Sebagaimana firman-Nya, فَمَنِ اصْطُنَ Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 173)

Sedangkan ibtighaa', misalnya dikatakan: اِبَتَغَى النَّشَيَّى: berarti berkehendak mencarinya (araada thalabahu). أَفْفَيْرَ اللهِ Seperti firman-Nya) أَبْتُغِي حَكْمًا وَمُوَ النَّذِي أَنْزَلُ إِلَيْكُمُ الْكِتَابُ مُفْصِلًا (Q.S. Al-An'am [6]: 114)

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 53.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jılıd 7 juz 20 hlm. 91.

<sup>3.</sup> Kitab At-Tashil li-'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 17.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghı, jilid 1 juz 1 hlm.168.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm 108-109

<sup>3.</sup> Ibid, plid 7 już 19 hlm. 103.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 120.

<sup>5.</sup> tbid, jihd 1 juz 2 hlm. 47.

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ba' him. 65.





# (الْبَقَرَةُ) Al-Bagarah

Al-Baqarah adalah sapi betina, dan sapi yang jantan disebut غَوْرٌ, atau yang dikenal dengan 'banteng'. أ

Kata al-bagarah selain sebagai nama surat, ia juga hewan yang menjadi syarat yang ditetapkan Musa a.s. kepada bani Isra'il dalam rangka mencari pelaku pembunuhan, maka jenis al-bagarah yang diminta oleh Musa antara lain dijelaskan, Firman-Nya: بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلاَ بِكُرٌ عَوَانُ نقل قلك: Sapi beting yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; lalu syarat berikutnya: يَقْرَهُ صَفْرَاهُ فَاقِعٌ لَوْجًا تُسُرُ النَّاطِرِينَ Sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang yang memandangnya; kemudian syarat terakhir adalah: بِفَرِةٌ لاَ ذَلُولٌ تُنْيِرُ الْأَرْضَ وَلاَ تُشْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لاَ شَيْهُ فَيَا Sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 68-71)

Al-Boqarah adalah bentuk tunggal dan jamaknya بَقْرَاتْ, misalnya tujuhsapidinyatakan: بَقْرَاتِ مِنْ , seperti tertera di dalam firman-Nya, بَقْرَاتِ سِمَانٍ بِأَكُمُّانُ مُنَيِّعٌ عِجَافٌ ... tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus.... (Q.S. Yusuf [12]: 43, 46)

# (اَلْيُقَعَةُ) Al-Bug'ah

Firman-Nya, اَلْمُعْنَهُ مِنْ سَاطِ الْوَادِ الْأَيْسَ فِي الْبُقْعَةِ اللّهِ الْشَجْرَةِ مِنْ الشَّجْرَةِ السَّجْرَةِ السَّجَاءِ maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang sebelah kanan(nya) pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu.... (Q.S. Al-Qashash [28]: 31)

### Keterangan

Al-Buq'ah ialah bagian tanah yang bentuknya berbeda dengan bentuk tanah di sebelahnya (qatha'atun minal-ardhi 'ala ghairi hai-atillati haulaha). المناخ والمناخ المالية.

# (نَقْلٌ) Baglun

Al-Baqlu adalah sejenis tetumbuhan yang basah (yakni, sayuran yang tidak hanya dimakan oleh manusia, tetapi hewan pun memakannya). Sedangkan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah aneka ragam sayuran yang segar, seperti kol (انْتُخْنَاغُ), lobak (انْتُخْنَاغُ), dan sebagainya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 61)

# (بَقِيَ) Baqaa

Firman-Nya, وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ يَافِيَةُ فِي مَتَهِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ.

Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunnnya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 28)

### Keterangan

Al-Baqiyyah adalah sesuatu yang tersisa. Sedang uulul-baqiyyah adalah orang-orang yang terpisahkan dan tetap mendapatkan siksa.<sup>2</sup>I Sedang كَانِمَة بِاقْبِة dalam ayat tersebut ialah kalimat yang kekal (kalimat tauhid).

Firman-Nya, وَيَرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُتَدَوَا مُدَى وَالْبَاقِياتُ (Q.S. Maryam (Q.S. Maryam (Q.S. Maryam): 76) maka, *al-baaqiyaatush-Shaalihaat:* ketaatan yang bekasnya tetap kekal. <sup>3</sup> Ar-Raghib mengatakan, bahwa الْبَقَاءُ ialah tetapnya sesuatu atas keadaannya semula, dan lawannya ialah الْفَانَةُ (binasa). <sup>4</sup>

Adapun firman-Nya, وَالْخِرَةُ فَيْرُ وَأَبْقَى Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan *lebih kekal*. (Q.S. Al-A'laaa [87]: 17)

Abqaa artinya lebih kekal, lebih langgeng. Yakni pahala akhirat itu lebih baik daripada pahala dunia dan lebih kekal karena dunia itu hilang, lenyap. Sedang akhirat itu lebih kekal abadi, tak terbatas.<sup>5]</sup>

Dan ungkapan uulu baqiyyah adalah yang mempunyai kelebihan baik pikiran, ide/pendapat dan kelebihan dalam bentuk lainnya, dan begitu pula dalam hal kebaikannya. Dinamakan demikian karena seseorang membiasakan dalam kondisi kebaikan dan tetap dalam mempunyai keutamaan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 141). Ar-Raghib menjelaskan bahwa bogoroh bentuk jamaknya ialah *al-bogoru (ثينة*). Uhat, *Mu'jam Mufrodat Alfoozhil* Qur'on, hlm. 54.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 7 juz 20 hlm. 53.

<sup>3.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahaa', Arabiy Englijiy Afransıy, hlm. 89

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 htm. 130.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasinth, juz 1 bab ba' hlm. 66

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 76.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 54.

Ar-Rilafi, Mohammad Nasib, Ringkasan Tofsir Ibno Katsir (terjemah), Cet. Ke-1 (Jakarta): Gema Insani Press, 1999, jihd 4 hlm. 965.





lalu menjadi contoh dalam hal kedermawanan dan kelebihan dan dikatakan فَلانُ مِن بَقَيْةِ الْقَوْمِ, yakni di antara orang terbaik di kalangan kaumnya. <sup>1)</sup>

# (بکُرٌ) Bikrun

Firman-Nya, إِنَّنَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بِكُرُ عَوَانٌ يَئِنَ ذَلِك : Bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; (Q.S. Al-Baqarah [2]: 68)

### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskanbahwa بخز adalah sapi yang belum pernah melahirkan, masih perawan. Sedangkan بكزا adalah jamak dari بكز, artinya gadis-gadis yang masih perawan. Dinamakan terhadap perempuan yang belum pernah mengandung. <sup>21</sup> Sebagaimana firman-Nya, فَجَعَلَنَاهُنَّ أَنْ الْكَارِيّةُ Dan Kami jadikan mereka gadisgadis perawan. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 36)

# (بُكُرَةً) Bukratan

Firman-Nya, وَلَقَدُ صَبَيْعَهُمْ يَكُرَةُ عَنْبَاتٍ مُسْتِعِرٌ Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekat. (Q.S. Al-Qamar [54]: 38)

### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa بَكْرَة berasal dari أَبْكُرَةُ yakni, permulaan siang, lalu darinya dipergunakan pula untuk lafaz-lafaz berupa kata kerja (fi'il). Maka dikatakan: بِكْرَفُلانُ بْكُور، apabila ia keluar di awal siang. العبيكار ialah waktu mulai dari terbit matahari sampai datangnya salat Duha. 41

Firman-Nya, وَفَخَرَجَ عَلَى قَوْبِهِ مِنَ الْمُحْرَابِ فَأُوضَ إِلَيْهِمْ Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. (Q.S. Maryam [19]: 11)

Maka, Bukratan wa 'asyiyyan dalam ayat tersebut maksudnya ialah salat fajar dan salat Asar.<sup>5</sup>

# (بُكُمٌ) Bukmun

Firman-Nya, شَرْ النُوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ النَّكُمُ النَّبِينَ Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orangorang yang pekak dan bisu yang tidak mengerti apapun. (Q.S. Al-Anfal [8]: 22)

### Keterangan

Bukmun (بَكُمّ): Bisu, adalah kata dalam bentuk mufrad, sedang bentuk jamaknya adalah Abkam (أَيْكُمْنُ): orang yang bisu, baik disebabkan ia telah ditulis sejak lahir, namun tidak setiap yang bisu itu abkam. Misalnya firman-Nya, -Q.S. An) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنَ أَخَدُهُمَا أَيْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ Nahl [16]: 76). Sedangkan penyebutan kata bukmun erat kaitannya dengan kebutaan hati, dengannya seseorang tak mendapat petunjuk. Di antaranya bunyi ayat: dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 171)

Dikatakan, بَكُمْ عَنِ الْكُلْمِ, apabila ia lemah berbicara karena lemah akalnya lalu tampak sepertiorang bisu. <sup>11</sup> ImamAl-Maraghi menjelaskan bahwa الْبُكُمُ ialah orang yang bisu, baik disebabkan ia telah ditulis sejak lahir, maupun disebabkan sesuatu hal, tetapi tidak ada penyakit pada kedua telinganya; yang kedua bisa mendengar tetapi lidahnya berat untuk berbicara. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan tuli, dia akan bisu, karena pembicaraan lahir dati pendengaran, sedang dia tidak bisa mendengar. Tidak setiap orang yang bisu itu tuli secara alami, karena ada sebagian orang bisu yang tidak tuli. <sup>21</sup>

# (ہُکئ) Bakaa

Firman-Nya, الشَمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا maka langit dan bumi menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 29)

<sup>1.</sup> Tofsir Abu Su'ud, juz 3 him. 100.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufrodot Alfaazhil Qur'an , hlm. 55.

<sup>3.</sup> Mu'jom Mufradot Alfaezhil Qur'en, hlm. 55

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi jilid 1 juz 3 hlm. 147. Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa يَتْكِينَا, adalah kata kerja (firil) yang menunjukkan kepada keterangan waktu, yakni فَكِينَا sepern perkataan bil-ghuduwwi wal aoshaol. Maksudnya menjadikan al-ghuduwwa adalah masdar yang menunjukkan pada pagi hari. Lihat, Muhtararush-Shihhaoh, film. 61, maddah.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 33.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, him. 55-56.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 113.

# ~+**{**

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Ibnu Athiyah menjelaskan bahwa ayat di atas adalah bentuk isti'arah (peminjaman lafaz) yang mengandung unsur ejekan, penghinaan (tahqiir) terhadap perkara mereka, dan yang demikian itu lantaran mereka tidak mau berubah sedikitpun terhadap suatu perbuatan yang menyebabkannya binasa. Uslub seperti ini, senada juga seperti yang tertera di dalam firman-Nya, وان كان مكرهم (وان كان مكرهم للجبال Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. (Q.S. Ibrahim [14]: 46)

Makna tahqir tersebut, terlihat juga di dalam kalam Arab, المنت فَلانُ فَمَا خَشَعْتِ الْجِيَالُ (kematian si fulan tidak membuat gunung tunduk). المحالة Al-Kalbi menjelaskan bahwa ayat di atas adalah ungkapan yang bernada ejekan kepada mereka (Fir'aun dan para pengikutnya), yang demikian itu apabila ada orang yang terhormat di kalangan mereka meninggal dunia orang Arab mengatakan dalam hal mengagungkannya, بكت عليه النائدة (langit dan bumi telah ikut menangisi kematiannya) dengan bentuk majaz, sedangkan maknanya bahwasanya mereka tidak seperti itu karena perilaku mereka dalam kehidupannya sangat tercela. المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

Adapun firman-Nya, إِذَا ثُمَّتِي عَلَيْهِمْ عَايَاتُ الرَّحْمَنِ Apabila dibacakan ayat-ayat ....Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (Q.S. Maryam [19]: 58)

Maka tasrif (perubahan bentuk kata) bakay, dinyatakan: پَيْ بِيَا وَبَكَانِي , maka al-bukaa' (dengan dibaca panjang kaf-nya) adalah mengalirnya air mata karena kesedihan. Asal kata بِيْ adalah فَعَوْلُ abaja seperti ucapan mereka, مَناجِدُ عَوْلَاكُمْ وَوَلَاكُمْ وَوَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَقَاعِدٌ وَفَعْوَدُ وَالْكُمْ وَوَلَاعِدٌ وَفَعْوَدُ وَالْكِمْ وَلَاكُمْ وَلَاعِدٌ وَفَعْوَدُ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاعِدُ وَفَعْوَدُ وَالْكُمْ وَلَاعِدُ وَفَعْوَدُ وَالْكِمْ وَلَاعِدُ وَفَعْوَدُ وَلِلْكُمْ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَفَعْوَدُ وَلَاكُمْ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَعْوَدُ وَلَاعِدُ وَلَعْوَدُ وَلَاكُمْ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَعْوَدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِمُ وَلَعْتُ وَلَاعِدُ وَلَاعِدُ وَلَاعِلَا لَعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاعِلَا لَا لَاعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *al-Bukiyyu* adalah bentuk jamak dari باك بناية, orang yang menangis. Dikatakan: بنائي بنكة يكانونكيا:, kata Al-Khalit, apabila menangis itu sebentar, seperti sedih, yakni tidak bersuara. Penyair mengatakan: بَكَتْ عَنْنِي وَحَقَّ لَهَا بِكَاوُهَا

وَمَا يُغَنِّي الْبُكَّاءُ وَلَا الْعُونَالَ

"Mataku menagis dan pantas ia menangis; tetapi tangis dan jeritan tidak ada artinya".<sup>1)</sup>

Sedangkan kata ابك berarti Yang menjadikannya menangis, yakni salah-satu bentuk keagungan Allah Swt., seperti yang tertera di dalam firman-Nya, دُوْنَهُ هُوْ أَصْبَحَكَ وَأَبْكَى dan bahwasanya Dia-lah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. (Q.S. An-Najm [53]: 43)

Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kepada setiap yang dilakukan oleh manusia semuanya ada dalam genggaman-Nya hingga persoalan menangis dan tertawa.<sup>21</sup> Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata huwa pada ayat tersebut menandaskan peniadaan unsur perantara dan sekaligus memantapkan hakekat keberadaannya. Dan adhhaka pada ayat tersebut maksudnya Dia yang menjadikan sebab-sebab yang membuat manusia dapat tertawa menangis (asbaabu adh-dahak wal-bukaa').<sup>31</sup>

# (مَلْدَةٌ) Baldatun

Firman-Nya, حَتَى إِذَا أَقَلْتَ سَحَانًا لَعَالَا سَقَنَاهُ لِيَلَدِ مِيْتٍ عَلَى الظُّنَرَاتِ hingga apabila angin غَانْرِلْنَا بِهِ اللّهُ فَاخْرَجَنَا بِهِ مِنْ كُلُ الظُّنَرَاتِ itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 57)

Keterangan

Al-balad dan al-baldah adalah tempat di muka bumi, yang sepi maupun yang ramai. Sedangkan baladun mayyitun, ialah tanah yang tidak bertumbuhan dan tidak pula tumbuh rerumputan.<sup>41</sup>

Sebutan negeri yang mati (بلُدةَ مَيتاً), dinyatakan juga pada sejumlah ayat, antara lain:

Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 181.



<sup>1.</sup> Ibnu 'Athiyah, Muharrar Al-Wajaz, juz 13 hlm. 288

Al-Kalbi, Syaikh Al-Imam Al-Allaamah Al-Mufassir Abi Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzaiv, Al-Toshii b-Uluumit-Tonziii, Tahqiiq: Muhammad Salim Hasyim, Cet. Ke-1 (1995M/1415H), Daar Al-Kutub Al-Iliniyah, Beirut-tibaoon, juz 2 hlm. 384

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an , hlm. 56

<sup>1.</sup> Yafsır Al-Maraghı, jilid 6 juz 16 hlm. 65.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Baghawi, juz 4 hlm. 232.

Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, Allaami'u li-Ahkaamil-Qur'an, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut-Libanon t.t, jilid 9 juz 17 htm. 76.

# **\***

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 1) Firman-Nya, ثَانَشُونَا بِهِ بِلَدُهُ مَيْنَا كَذَلِكَ تَحْرَجُونَ ...ialu Kami hidupkan dengan air itu *negeri yang mati*, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur). (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 11)
- Firman-Nya, وَأَخْتِينَا بِهِ بِلْدُهُ مَيْنَا كَذَلْكَ الخُرُوحِ .. dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan. (Q.S. Qaaf [50]: 11)
- 3) Firman-Nya, البلد الأبيان, yakni kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah karena adanya Ka'bah. <sup>13</sup> Begitu juga firman-Nya, زب مذه البلدة اللهي ...Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci.... (Q.S. An-Naml [27]: 91)

Di dalam Al-Qamus disebutkan bahwa Albalad dan al-baldah juga berarti negeri Mekah, negeri yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan juga berarti negeri yang dibatasi oleh kepulauan (al-madinatul-jaziirah).<sup>21</sup>

# (بلس) Balasa

Firman-Nya, يَقْتُرُ عَيُّمُ وَهُمْ فِيهِ مُبِلِسُون Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. (Q.S. Az-Zukhruf [43]; 75)

### Keterangan

Mublisuun adalah isim fa'il (pelaku) berasal dari kata ablasa, wazan af'ala. Dikatakan: ابلس يُبلس المجربية . Ablasa adalah diam atau terputus kemauan dan keinginannya. ا Sedang firman-Nya, ونوم تقوم السناعة بنبلس المجربيون . dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 12). Maka Yublisul-mujrimuun maksudnya orang-orang yang berdosa diam seribu bahasa, dan mereka tidak mempunyai alasan lagi untuk mengelakkan diri. ا

Firman-Nya, وَيْنَ كَانُوا مِنْ فَيْلَ أَنْ يَبْرُلُ عَلَيْهِم مِنْ Ban sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka benar-benar telah berputus asa. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 49)

Firman-Nya, اَخْتَنَاهُمْ يَعْتَهُ فَلِمَا هُمْ مُبِلَسُون Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka

ketika itu mereka terdiam berputus asa. Arti selengkapnya: Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kamipun membuka semuapintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka dengan sekanyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. (Q.S. Al-An'am [6]: 44)

Firman-Nya, إِذَا هَنَّعَنَا عَلَيْمَ بِابًا ذَا عِنَّابٍ شَدِيدٍ Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa. (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 77)

Kata ننيبن, terambil dari kata الويلان , yakni "kesedihan yang datangnya dari keputusasaan yang teramat sangat". Jadi, *Al-Mublisun*, adalah 'orang yang banyak diam dan melupakan hal-hal yang berguna baginya'. Oleh sebab itu, orang berkata: أنثني فلان , yang artinya si Fulan terdiam dan tidak kuasa mengeluarkan hujjahnya lagi. Demikianlah kata Ar-Raghib."

# (بَلُعَ) Bala'a

Firman-Nya, ئۇقىن ياأزهن ابلغي مانك . Pāman-Nya, difirmankan: Hai bumi telanlah airmu. (Q.S. Huud [11]: 44)

### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa الْبَنْكَ adatah memakan makanan dan minuman dengan cepat. أبنا dari ucapan mereka: بنغث الشَّهِيَّ وَابْتَلَعْنَة (aku menelan sesuatu dan tertelanlah ia). أ

# Balagha (بَلْغَ)

Firman-Nya, هَذَا بَلاغٌ لِلتَّاسِ وَلِيَعْلَدُوا بِهِ وَلِيَعْلَدُوا أَلْمَا هُوَ (Al Qur'an) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. (Q.S. Ibrahim [14]: 52)

### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa پُنغِ ialah nasehat dan peringatan yang cukup. أ

<sup>4.</sup> Tafsı: Al-Moraghi, jilid 5 juz 13 him. 164



<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, and 10 aux 30 htm 193

<sup>2.</sup> Tartib Qamus Al-Muhith, juz 1 hlm 311 maddah . J ...

<sup>3.</sup> Mu'yom Al-Washth, Juz 1 bab ba' nim 69.

<sup>4.</sup> Iofsir Al-Maraohi, jilid 7 juz 21 hlm. 32.

<sup>1</sup> Tbid, jilid 9 juz 25 hlm. 109; Mu'jam Mufradot Alfaazhii Qur'an, hlm. 58.

<sup>2.</sup> tbid, jihd 4 juz 12 hlm. 36.

Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, film. 58.



Sedangkan firman-Nya, وَقُلْ لَهُمْ فِي الْنَفْسِهِمْ قَوْلًا : dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. (Q.S. An-Nisa' [4]: 63)

Berkenaan dengan ayat tersebut, maka baliighah menurut Ar-Raghib adalah suatu perkataan dianggap baligh ketika dalam diri seseorang terkumpul tiga sifat, yakni a) memiliki kebenaran dari sudut bahasa, b) mempunyai kesesuaian dengan apa yang dimaksud, dan c) kata-kata itu sendiri mengandung kebenaran. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa perkataan dianggap baligh ketika perkataan dipahami oleh lawan bicara sesuai yang dimaksudkan oleh pembicara. II

Adapun firman-Nya, و الْمُبِيِّةُ الْمُثَنَّةُ الْفِيْنَاةُ خَكْنَا وَعِلْنَا (Q.S. Yusuf [12]: 22) maka balagha asyuddahu ialah hingga kokoh dan kuat tubuhnya yakni berumur antara 30 sampai 40 tahun.<sup>21</sup>

Sedangkan firman-Nya, ذَبِك مَبْلَغَهُم مِنَ الْعِلَم Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka.... (Q.S. An-Najm [53]: 30)

Uslub tersebut adalah jumlah i'tiradiyah (kalimat sisipan), yang maksudnya menyindir mereka bahwa batas semangatnya (himmahum) hanya di dunia saja. 31 Al-Kalbi menjelaskan bahwa uslub di atas menunjukkan bahwa pengetahuan mereka yang paling jauh adalah sekedar memahami urusan-urusan dunia dan menikmati kelezatan-kelezatannya saja. Sedang urusan akhirat mereka menyepelekannya. 41

# (بِأَلِغُ الْكَمْبَة) Baalighul-Ka'bah

Baatighul-Ka'bah ialah binatang sembelihan (al-hadyu) yang dibawa sampai ke Ka'bah, dan disembelih di dekatnya, tempat manasik haji dilakukan.<sup>51</sup> (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 95)

Di dalam bahasa Arab dikatakan, ننغ البلت la telah sampai di kota yang dituju. Dan dikatakan pula, jika sudah mendekati kota yang dituju dan hampir sampai. Seseorang berkata kepada temannya: اِذَا بِلَغَتْ مَكُهُ فَاعَتْسِنَ بِدَى طُوى. Maksudnya, jika ia sudah dekat Mekah, ia akan mandi di kampung *Dzi Thuwa*. Kampung ini terletak sebelum kota Mekah.<sup>1</sup>

# (الْمَلاَءُ) Al-Bala'

Firman-Nya, بَإِنْ مَنْدَانَهُو الْبَلاءُ اللَّبِينُ sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 106)

Keterangan

Al-Balaa' secara umum disebut ujian, dan نافيدة علية: ujian yang nyata, dimaksudkan dengannya untuk membedakan mana yang ikhlas dan mana yang pura-pura.

Adapun firman-Nya, إِنَّ فِي ذَلِكَ الْإِنْ كُمُنَا لِمُتَالِينَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 30) maka, La-mubtaliin (للْبَنينُ): benar-benar mencoba dan menguji mereka; yakni benar-benar memperlakukan mereka dengan perlakuan seperti orang yang sedang menguji. <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 17.



<sup>1</sup> Ma'yam Mufradot Alfaazhil Our'an, him 58.

<sup>2.</sup> Tafsir Abu Su'ud, juz 3 hlm. 125.

Az-Zuhati, D<sup>o</sup> Wahbah, Tofsir Ai-Muniir til 'Agudoh wasy Syarti'ah wal-Minhooj, Cet Ke-1 (1991M/14X1H) Daar Ai-Fikr Al-Mu'ashir, Beirut-Ubanon, yuz 27 hlm. 114.

<sup>4.</sup> Al-Kaibi, Syaikh Al-Imam Al-'Allamah Al-Hafizh Hadiimul Qur'an Muhammad ibnu Hamad bin Jazay Al-Gharnathi Al-Andalusi, *Kitob Al-Toshil li-'Ulumit Tonzil*, Daar Al-Fikr, t.t. juz 2 hlm 383.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 7 film. 32.

<sup>1.</sup> *ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 177.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 112; pada surat Al-Bagarah ayat 49, beliau memaparkan mengenai al-balaa' itu sendiri. Meriurut beliau bahwa pengertian ol-boloo" kadangkala merupakan hal yang menyenangkan agar hamba-hamba-Nya mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Dan terkadang pula bisa bermakna musibah guna menguji kesabaran hamba-hamba-Nya. Tetapi pada saat yang lain bisa berarti kedua-duanya, yaitu antara kesenangan dan musibah untuk menguji sampai sejauh mana kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Swt. (Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 114); Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa al-balaar dapat berupa kebaikan dan keburukan. Dikatakan di dalam kitab At-Tahdziib. بنائهُ بِنُونَهُ بِنُونَ عِنْهِ. apabila Ailah memberikan cobaan (baik dan buruk) kepadanya. Selanjutnya dikatakan bahwa *ol-bolog*i juga berarti *ol-in'oam* (kenikmatan), demikian yang dikatakan oleh Ibnu Bariy, yakni kenikmatan yang sebenarnya dan nyata. Dan dikatakan pula bahwa al-ibloo' berarti al-in'oom wa al-ihsaan (yakni, بُنَوْتُ الرَّمُل وَ أَنْتَبَتُ عِنْدِهُ بِلاَءُ حَسِينًا (kenikmatan dan kebaikan) بُنَوْتُ الرَّمُل وَ أَنْتَبَتُ عِنْدِهُ بِلاَءُ حَسِينًا laki-laki yang di sisinya ia mendapatkan kebaikan). Lisoonul 'Aroob, jilid 14 بال hlm. 84 maddah بال





فَوْسُوْسِ اللهِ الشَّيْطَانُ قَالَ بِالْذِمُ مِلَ Firman-Nya, فَوْسُوْسِ اللَّهِ السُّيْطَانُ قَالَ بِالْذِمُ Kemudian syaitan : أَذَلُكَ عَلَى شَجْرَةُ الْخُلُد وَمُلُكَ لَا يَبْلَى membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" (Q.S. Thaaha [20]: 120)

Maka, Laa yublaa pada ayat di atas ialah tidak musnah. Yakni, jenis bujukan setan kepada Adam a.s., yang bila memakan pohon khuldi tersebut ia akan kekal, menguasai kerajaan dan tidak akan musnah.13

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مِا الْبِئْلَاهُ رِنَّهُ فَأَكْرَمَهُ , Firman-Nya (Q.S. Al-Fajr [89]: 15) maka, Ibtalaahu: Allah mengujinya dengan dilapangkan rizkinya dan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhannya. 21

Q.S. Ath-Thaariq) يَوْمْ تُبْلِي السُّرَائِرُ , Pirman-Nya [86]: 9) maka Tublaa maknanya diuji dan dicoba. Yang dimaksud di sini ialah "menjadi jelas". <sup>1</sup>/

# (نأي) Balay

Imam As-Suyuthi menjelaskan bahwa kata بلي, mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Menolak agar meniadakan apa yang terjadi sebelumnya, misalnya: قَالَفُوْا السَلْمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ ر (Q.S. An-Nahl [16]: 28), yakni kalian شوء بأنى telah mengetahui keburukan ('alimtumus-وَقَالُوا لَنْ تَمِسْنَا النَّارَ إِلا أَيَامًا مَعْدُوذَةً قُل اتَّخَذْتُمْ : suu'), dan عنذ الله غَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ غَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَّ تعلَّمُونُ, kemudian ayat selanjutnya dinyatakan يلى (tentu). (Q.S. Al-Bagarah [2]: 80-81), yakni mereka merasakan dan kekal di dalam neraka.
- 2) Meletakkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang masuk kepada struktur kalimat nafiy yang pengertiannya membatalkannya, baik berupa pertanyaan yang sifatnya ringan (khafiifan), seperti: الست زيد قايم؟ فتفول بنى, tentu); dan بنى juga berfungsi sebagai celaan (taubiikh), seperti, أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَلْنَ مِعِمَّة بلى Q.S. Al-Qiyamah [75]: 3-4); atau) عظامة (٣) بلى sebagai bentuk persetujuan (taqriir), seperti: (Q.S. Al-A'raaf [7]: 172) الست برنكم قالوا بلي شهدنا

Mengenai ayat tersebut, Ibnu 'Abbas dan lainnya berkata: Andaikata mereka menjawab

dengan kata نفغ, maka mereka kafir, karena jawaban ننم adalah pembenaran terhadap jenis sesuatu yang sifatnya meniadakan (tidak) atau mengiyakan(ya). Seakan-akan mereka berkata: Engkau bukantah Tuhan kami, dan hal ini berbeda dengan نئي, oleh karena itu dalam ayat tersebut untuk membatalkan بنى dipergunakan kata ketiadaan pengakuannya. maka taadimva (kalimat tersebut diperkirakan): نَتْ رَبُقَا (Engkau adalah Tuhan kami). 11

# (ننأنٌ) Banaanun

Firman-Nya, بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسْوَى بِنَانَهُ Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menvusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 4)

Keterangan

Dikatakan bahwa بنان, ialah kata yang berbentuk jamak, sedang bentuk mufradnya artinya jari jemari. An-Nabighah بننة menvatakan:

> بمخضب زخص كأن بنانه عَنْمٌ نَكَادُ مِنَ الْأَطَافَة يُعْقَدُ

"Pada celupan warna yang halus, seakanakan jemarinya kayu-kayu yang lembut terontai menjadi rumit".23

Al-Banaan, juga terdapat pula di dalam dan pancungtah : وَاصْرِنُوا مِنْهُمْ كُلُ بِنَانِ dan pancungtah tiap-tiap ujung jari mereka. (Q.S. Al-Anfal [8]: 12), yakni ujung jari dari dua tangan dan kaki. 3

# (النناث) Al-Banaatu

Al-Banaatu: Anak perempuan, dan الْبَيْنِينَ: Anak laki-laki. Dan wa banuuhu maksudnya anakcucu Nabi Ya'qub yang berjumlah 12 orang.4 Baca Ibnun.

# (نُنْيانٌ) Bunyaanun

لْأَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ الَّذِي بَنَوَا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا Firman-Nya, لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ Bangunan-bangunan yang mereka :أَنْ تَصْطُعُ قَلُوبُهُمْ

<sup>1</sup> Imam As-Suyuthi, Al-Hafizh Jalaluddin, Al-Itquan fi 'Uluumil Qur'an, Tahqiq: Abu Fadhi Ibrahim, Maktabah Al-Ishriyah, Sudan-Beirut (1988M/1408H), juz 2 hlm. 187,

<sup>2</sup> Tofsir Al-Moroghi, jilid 10 juz 29 hlm. 145, ar-Raghib mengatakan bahwa of-binon adalah af-oshoobi' (ujung-ujung jari). Dikatakan demikian karena dengannya dapat menstabilkan dari beberapa keadaan yang memungkinkan bagi seseorang agar dapat membedakan maksudnya dengan tepat Dan dikatakan, اَنْ عَاتَكَانَ بَيُّ (berdiam di suatu tempat) Lihat, Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, him 60.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 172

<sup>4.</sup> Ibid, jihd Ljuz 1 film, 98.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 6 juz 16 hlm. 159

<sup>2.</sup> Ibid, jalid 10 juz 30 htm. 146. 3. Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 111.

# € EN

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka telah hancur.... (Q.S. At-Taubah [9]: 110)

Keterangan

Maksudnya, bangunan yang tidak didasari dengan ketakwaan dan rida Allah Swt. Baca Assasa.

Firman-Nya, نئيانٌ مَرْضُوصُ : Tembok yang kokoh. Yakni, perumpamaan orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan barisan yang teratur. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 4) baca rashshasha.

Adapun firman-Nya, الَّذِي جَعَلَ لِكُم الأَرْضَ قِرَاشًا Pia-lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 22)

Maka, *al-binaa'* dalam ayat tersebut ialah meletakkan sesuatu di atas yang lain sehingga tampak bentuknya (bangunannya). <sup>11</sup>

Firman-Nya, والشماء وما بناها: dan langit serta pembinaannya, (Q.S. Asy-Syams [91]: 5)

Maka, Banaaha: yang mengangkatnya dan menjadikan seluruh bintang bagaikan komponen bangunan seperti langit rumah atau kubah di sekeliling anda. Penyebutan kata bangunan (bunyaan) memberikan pengertian tentang keadan langit, baik tinggi maupun bentuk seluruhnya merupakan kebijaksanaan yang menciptakannya dan bukti kesempurnaan kekuasaan-Nya.<sup>2)</sup>

# (الْيَهْتَانُ) Al-Buhtaan (الْيُهَتَانُ)

Firman-Nya, فَالْ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّشْسِ مِنْ الْبَاهِيْةِ فَالْ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّشْسِ مِنْ الْتَقْرِبِ فَيْمَ النِّتِي كَفْر ....Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiam orang-orang kafir itu.... (Q S. Al Baqarah [2]: 258)

Keterangan

Di dalam Mu'jom dijelaskan bahwa به ialah مهرا مهرنا عمشا وأخذذ الخصر من سُطُوع النّور الحُجَّة فَلَمْ يَجِدُ صار مهرنا عمشا وأخذذ الخصر من سُطُوع النّور الحُجَّة فَلَمْ يَجِدُ Terbungkam karena hujjahnya yang jelas. sehingga tidak mampu menjawab hujjah lawan. المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ال

Dikatakan: نهت الرجل, yakni lelaki yang bungkam, tak bisa berhujjah lagi. الم

Adapun firman-Nya, بن ناتهم بغنة فنهجَم فلا Sebenarnya (azab) itu sebandang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 40)

Maka *Tabhatuhum* dalam ayat di atas adalah mengejutkan dan membingungkan mereka. <sup>4</sup> Yakni mereka kebingungan menghadapi kedahsyatan hari Kiamat, lantaran tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya.

Dan firman-Nya, برنم به, dan barangsiapa yang can barangsiapa yang ابرينا فقيد احتمل نيتانا وإننا ميينا can barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dosa yang nyata.(Q.S. An-Nisa' [4]:

Makaنائينانmaksudnyaralahmengada adakan dusta (al-Iftiraa' wa al-kadziba), terambil dari بالياب, yakni, "bingung dan kacau pikirannya" (at-tahayyuru). Di dalam Lisanul-'Araab, dinyatakan, الينة يمنا الرجال يهنه إلى (aku membuat seorang laki-laki itu tercengang kebingungan). Dan wabaahatuhu berarti إقبالة بأمر يقذفه به (menyerahkan suatu perkara dengan menguranginya), sedang dia terhadap perkara tersebut dimaksudkan bisa berlepas diri. Maka al buhtaan adalah kebatilan yang membingungkan dari kondisi kebatilan yang sebenarnya. "Lihat juga, surat Maryam [19]: 155, Surat Al-Mumtahanah [60]: 12.

# (مهجة) Bahjatun

Firman-Nya والبقد من كان و چهيدي ....Menumbuhkan berbagai macam tumbuh tumbuhan yang indah. (Q.S. Al-Hajj [22]: 5)

Keterangan

Bahjah artinya keindahan dan keelokan. Sedangkan چنے ialah indah dan menyenangkan orang yang melihat. ا Seperti yang tertera juga

<sup>4. (</sup>End.) phil 6 par 17 (Sim. 87). Mairon Matro for Alfonshil Qurion, Nice



<sup>1.</sup> Ibid, plid Ljuz 1 hlm. 62; lihat juga, dalom surat Arc Naag-faat [79] 27} Al-Maraghi, *Op. Cit.*, plid 10 juz 30 film. 29.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 10 juz 30 hlm 182

<sup>3.</sup> Ibid, glid 1 juz 3 hlm. 20

<sup>1.</sup> Moʻzam Al-Wosidh, jug 1 bab ba' blar 72.

<sup>2</sup> Fatire At Aloxaghi, phil 6 par 37 him: 32

<sup>3.</sup> And jilid 2 juz 5 bim 347

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



di dalam firman-Nya, خدائق ذات يَبْعِه: Kebun-kebun yang berpemandangan indah. (Q.S. An-Naml [27]: 60)

### Bahala (نَهَلُ)

Firman-Nya, نَمْ نَبَهُالُ مُعَلِي الْكَاذِينِ عَنْجِالُ لِمِنَةُ اللهُ على الْكَاذِينِ Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. (Q.S. Ali 'Imran [3]: 61)

### Keterangan

النينة العدم (laknat). المنينة العدم (laknat). المنينة العدم (laknat). المنينة (laknat). المنينة (laknat). المنينة (laknat). المنينة العدم (laknat). المنينة العدم (المدينة العدم المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدي

Ar-Raghib menjelaskan bahwa asal ننهن adalah keberadaan sesuatu tanpa adanya perhatian, dan البامن البعير adalah unta yang terlepas dari ikatannya. العامة المعارفة

# (يَهِيْمَةُ) Bahiimatun

Bahiimah adalah sesuatu yang tidak bisa bicara. Maksudnya binatang. Binatang disebut bahiimah, karena suaranya mubham (tidak bisa dimengerti). Dan biasanya yang dimaksud bahiimah ialah selain binatang buas dan burung. أن dalam Mu'jam disebutkan bahwa النينة ialah setiap yang berkaki empat baik di darat maupun di laut. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 1)

### Baa'a (au)

بَاءَ بِالنَّشِينَ وَالَيْهِ مِي Di dalam Mu'jam dinyatakan, بأء بِالنَّشِينَ وَالَيْهِ مِي َةِ: Rembali). الله Bunyi ayatnya: رَجْع artinya ،بَوْءَا وَبُواءَ dan mereka kembali mendapat... ئباغۇ بغضب من الله kemurkaan dari Allah.... (Q.S. [2]: 61); begitu dan mereka.. : وْنَاءُوا بِغُصْبِ مِنْ اللَّهِ dan mereka.. : kembali mendapat kemurkaan dari Allah.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 112) Maka, Baa-uu dalam ayat tersebut adalah mereka berhak mendapat kemurkaan Allah.21 Demikianlah balasan umat Musa a.s. yang melampaui batas, kafir kepada Allah dan membunuh para nabi. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mau berpegang kepada tali Allah dan tali manusia, maksudnya perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan perlindungan yang diberikan. pemerintahan Islam atas mereka, misalnya dengan membayar pajak. Baca Dzimmah.

# (بَوَءَ) Bawwa'a

Firman-Nya, وَإِذْ عَنَوْتَ مِنْ أَفْلِكَ تُبْوَىُ الْقَوْمِينَ مَقَاعِدَ dan ingatlah, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang.... (Q.S. Ali 'imran [3]: 121)

### Keterangan

Kata نَبُونَهُ مَارُلاً وَ بَوْنَهُ لَهُ مَارِلاً Aku telah menempati (tanazzala). Dikatakan, بَنُونَهُ مَارُلاً وَ بَوْنَهُ لَهُ مَارِلاً Aku telah menempati tempat tinggalnya. Asal lafaz مُبُونُهُ مِعْلَمُ التَّارِلُهُ adalah بِنَعَاذُ التَّرَابُ yakni "menjadikannya sebagai tempat tinggal". المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية المناف الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية الترابية ا

Adapun firman-Nya, وَلَقَدُ بَوْانَا بَنِي اِسْرَائِيل مُبَوَّا صِدُق , Dan sesungguhnya Kami telah tenpatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. (Q.S. Yunus [10]: 93)

Maka, Mubawwa' shidqi: Tempat persinggahan yang baik dan diridhai. Kata ash-shidqu pada asalnya lawan dari al-kadzib (dusta). Tetapi sudah menjadi kebiasaan orang Arab bila mereka

<sup>1.</sup> Ibnu Manzher,  $Op : \mathcal{O}^{*}$  ,  $\operatorname{pild}$  11 hlm -72 maddah  $\mathfrak{z}_{\mathfrak{a}}$  .

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 blm. 154.

<sup>3.</sup> tbid, jilid 1 juz 3 hlm 172.

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Crt., alid 11 hlm 72 maddah நடி

<sup>5</sup> Mu'jam Mofradat Alfauthii Qur'an, him. 61

<sup>6.</sup> *Tafsır Al-Maraghı*, pild 2 juz 6 hlm. 42; Ar-Raghib, *Op. Cit.*, film. 62; Lihat juga (Q.S. Al-Hag (22): 28), (Q.S. Al-Hag (22): 34)

<sup>7.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab bo' film, 75

<sup>1.</sup> *Ibid*, juz 1 bab ba' film. 74.

<sup>2.</sup> Ibid, ¡Ilid 1 juz 1 hlm. 130; menurut Ar-Raghib asal Al-Bawao' adalah bagian yang rata di suatu tempat yang berbeda dengan an-nabwoh, yakni bagian yang tak seimbang (fidak rata). Dikatakan, makoanun bawao', apabila ndak ada yang tinggi bangunannya. Lihat, Mu'jam Mufradat Alfaazhit Qur'on, hlm. 62

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tafoasiir, plid. 1 hlm. 227.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



memuji sesuatu, maka dinisbatkan sesuatu itu kepada kata-kata *ash-shidqu* yang artinya benar. Umpamanya, kata-kata *makaanu shidqi*, yang maksudnya ialah tempat-tempat yang sifat-sifatnya sempurna dan cocok dengan keinginan yang terkandung dalam hati.

Jadi, seolah mereka bermaksud untuk menyatakan bahwa segala sesuatu yang tampak ada kebaikan padanya, maka sesuatu itu adalah benar.<sup>1</sup>

### (الْبَاتِ) Al-Baabu

Firman-Nya, ثَوْادَخُلُوا البَّابِ سُخِدًا وَقُولُوا جِطْةً ...dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa".... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 58)

Keterangan

Al-Baabu adalah jalan masuk rumah yang terbuat dari kayu dan seumpamanya. الأباب adalah kata bentuk mufrad, dan bentuk jamaknya adalah الآبوان, artinya "pintu". Namun yang dimaksud Al-Baab di sini, ialah "satu pintu yang menuju Baitul-Maqdis, dan pintu tersebut dinamakan hith-thah (رجطة) Baca: Khiththatun.

# (ٱلْبَيَاتُ) Al-Bayaatu

Firman-Nya, مَالُوانَفَاسِمُوابِاللهِ لَنَبْيَتِنَةُ وَامَلهُ Mereka berkata: Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. (Q.5. An-Naml [27]: 49)

Keterangan

Al-Bayaatu ialah menyerang musuh secara tiba-tiba pada malam hari.4

Adapun firman-Nya, ارْفَيْهُم مَنْجُنْ الرَبُهِم مَنْجُنْ (Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 64)

Maka Yabiituuna dalam ayat tersebut artinya mereka menemui malam, baik mereka tidur maupun tidak, seperti dikatakan, ناه نام المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم

1. Tafsır Al-Maraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 152.

قلِفاً, "Si Fulan bermalam dengan gelisah". الملاء Maksudnya, bertahajjud di malam hari.

Sedangkan البَيْبَةُ artinya rumah, dan makna asalnya ialah tempat tinggal manusia di waktu malam, kemudian diartikan setiap tempat tinggal yang dibuat dari batu, tanah liat ataupun bulu binatang. Dimaksudkan dengan rumah di sini ialah Ka'bah; ia telah dibangun berkali-kali pada masa yang berbeda. البَيْبَةُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### (ناذ) Baada

Firman-Nya, قَالَ مَا أَظُنُ أَنْ غَبِيدَ مُدِهِ أَبِدًا dia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan *binasa* selamanya". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 35)

Keterangan

Dikatakan, بناد الَشَيْنَ يَبِيْدُ بِيادة, apabila sesuatu itu telah tercerai-berai dan rusak. <sup>3</sup>

# (يُوْراً) Buuran (نَوْرٌ)

Firman-Nya, اَوْطَنَنْتُمْ طَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ مَوْمًا لِهِوَا , الْوَدَا dan kamu telah menyangka dengan persangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa. (Q.S. Al-Fath [48]: 12)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa نبوزا adalah bersifat merusak (halakiy). Al-Jauhari mengatakan bahwa انبوز adalah lelaki yang binasa yang tidak membawa kebaikan. Dan نبوزا artinya kaum yang binasa, adalah bentuk jamak dari بالبور Sedang perkataan, وبارفلان , berarti halakun (kebinasaan). العوار berarti lembah kebinasaan. (Q.S. Ibrahim [14]: 28)

Dan tertera pula di dalam ayat lain, yang أَم تزالِ الَّذِينَ بِدُنُوا نِعْمَةُ اللَّهِ كُفُرًا وَأَخَلُوا قَوْمَهُمُ دار ,berbunyi

<sup>4</sup> Shafwootut-Tafaasir, jilid 3 him. 217; Tafsir Al-Moroghi, jilid 5 juz 13 hlm. 151; Lihat juga, Mu'jom Mufrodat Alfaozhil Qur'an, hlm. 63.



<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasith, juz 1 bab bo' hlm. 75.

Iafsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 128; Menurut Ar-Raghib Al-Bob adalah kata yang ditujukan terhadap tempat masuknya sesuatu dan asalnya ialah tempat-tempat masuk yang aman seperti babul madiinah (pintu gerbang kota), od-dooru (kampung), dan ol-boit (rumah). Lihat Murjam Mufradot Alfaozhii Qur'an, hlm. 63.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 146.

<sup>1.</sup> tbid, jilid 7 juz 19 hlm. 35; Dan dikatakan: بيت فيمله بين yakni mentadabburinya (merenungkan apa yang telah lewat) pada malam hari (dubbarohu lailan). Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab ba' hlm. 78.

<sup>2</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 17 hlm. 106.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoozhil Qur'an, hlm. 65.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



الْبَوَار: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? (Q.S. Ibrahim [14]: 28)

Sedang firman-Nya, إِنْ النَّبِينَ يَتْلُونَ كِتَابِ اللَّهِ وَأَقْلَمُمْ مِنْ وَعَلاَئِينَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (Q.S. Fathir [35]: 29) maka lan tabuur, maksudnya tidak akan rusak binasa merupakan sifat terhadap perniagaan dan merupakan khabar harapan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang mereka lakukan dengan bentuk janji tercapainya harapan mereka. <sup>11</sup>

#### (بَالَ) Baala

Firman-Nya, كَفَرَ عَنْهُمْ سَيُناتِهِمْ وَأَصَلَعَ بَالْهُمْ ...Altah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. (Q.S. Muhammad; 47: 2)

#### Keterangan

الغنان الغنان الغنان (keadaan suatu hal). Sedangkan الغنان الغنان الغنان (keadaan suatu hal). Sedangkan الغنان الغنان (keadaan suatu hal). Sedangkan الغنان ialah kemuliaan yang menjadi perhatiannya dan dengannya ia terfokus kepadanya. Adapun kata بالنه dalam ayat tersebut adalah keadaan mereka persoalan agama maupun dunia. Maksudnya, mereka diperbaiki keadaan mereka dalam hal tersebut dan diberi taufik, sehingga dapat melakukan amal-amal saleh. Adapun al-baalu, pada asalnya berarti keadaan yang menyusahkan. Oleh karena itu orang berkata, bahwa arti النابان dalah عنا بالنيانة به (sesuatu yang kamu pedulikan).

Adapun firman-Nya, غنا بنان الفَرُونِ الأُولَى. Berkata Fir`aun: "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?" (Q.S. Thaaha [20]: 51) maka, Al-baalu: pikiran. Dikatakan, أَخْرُ بِالْبِالِي كَذَا للهِ المُعْرَفِي الْبِيالِ كَذَا للهِ المُعْرَفِي الْبِيالِ كَذَا للهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# (بُيُوتًا) Buyuutan

وَأُوحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ انْجَدِي مِنَ الْجِبَالِ ،Firman-Nya . :Ann Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: :يَبُونًا "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit".... (Q.S. An-Nahl [16] 68)

#### Keterangan

Buyuutan artinya sarang. Asal makna liilah tempat tinggal manusia. Di sini dipergunakan dengan arti sarang yang dibangun oleh lebah untuk tempat mengeluarkan madunya, karena dalam bangunan itu terdapat kerapian buatan dan keindahan arsitektur.

يِي بَيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفِعَ Sedangkan firman-Nya, يُونَذُكُونَ فِهَا اسْتُمُهُ يُسْتِخَ لَهُ فِهَا بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ (Q.S. An-Nuur) وَيُتُكُونَ فِهَا اسْتُمُهُ يُسْتِخَ لَهُ فِهَا بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ [24]: 36) maka, al-buyuut, yang terdapat dalam ayat tersebut maksudnya ialah masjid-masjid.

Dan firman-Nya, كُمْ فِهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مَسْتُى ثُمُّ (Q.S. Al-Hajj [22]: 33) maka, Albaitul 'atiiq; rumah yang dekat kepada Baitullah, yakni tanah haram.<sup>1]</sup>

# (الْبَيْتُ الْمُعْمُورُ) Baitul-ma'mur

la adalah salah satu tempat yang dipakai sumpah oleh Allah, di mana ia merupakan tempat para malaikat melakukan tawaf. Ia adalah tempat peribadatan yang diperuntukan bagi penghuni langit, sebagaimana Ka'bah yang mulia yang diperuntukkan bagi penghuni planet di bumi ini.

Menurut Ibnu 'Abbas, Baitul-Ma'muur adalah rumah ibadah yang berada di langit ketujuh dengan posisi menghadap Ka'bah sebagai tempat yang dimakmurkan oleh para malaikat. Di dalamnya para malaikat yang berjumlah tujuh ribu melakukan salat setiap hari, kemudian mereka tetap melakukan peribadatan tersebut seperti semula.<sup>4</sup>

# (بَيْضَاءُ) Baydhaa-u

Firman-Nya, وَتَرَعْ بِيَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya (kelihatan) oleh orang-orang yang melihatnya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 108)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-baidhu (putih) yang terdapat dalam berbagai warna adalah lawan

<sup>1.</sup> Fothul Qadier, jihd 4 hlm. 348

ت از Janu Manzhur, Op. Cit., jilid 11 hlm. 74 maddah ب ال

Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 44; Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 63.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 116; Mu'jom Mufrodat Alfauzhil Qur'on. hlm.63.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 101.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 109.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm 108

<sup>4.</sup> Shafwaatut-Tafaasir, µlid 3 hlm. 262.





dari as-sawwad (hitam). Dikatakan: أَيْضَ أَيْضَاضًا وَ أَيْضُ (putih cemerlang). أَ Sedang. abyadhdhul wujuh dalam ayat tersebut adalah ungkapan dari kegembiraan sedang aswidaaduhu adalah ungkapan duka cita yang mendalam (ghummah). <sup>21</sup>

# Bai'un (بَيْعُ)

Firman-Nya, وَأَخَلُ اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرْمُ الزِيّا: padahat Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

#### Keterangan

Al-bai'u menurut istilah adalah mengganti benda yang dimiliki dengan benda lain. Jamaknya<sup>3]</sup> نينيغ. Ar-Raghib menjelaskan bahwa iiii adalah memberikan harga barang dan mengambil keuntungan. <sup>4</sup>I **Baca** tijaarah.

# (بَيْعَةٌ) Bai'ah

Firman-Nya, الَّذُ يُبَابِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ....ketika mereka berjanji di bawah pohon.... (Q.S. Al-Fath [48]: 18)

#### Keterangan

Baaya'as-sulthaan بانغ) Dikatakan: السُلطان), apabila menghimpun sekuat tenaga untuk taat dan tunduk kepadanya.51 Sedangkan Yubaayi'uuna pada ayat tersebut maksudnya mereka berjanji setia kepadamu di Hudaibiyah, yakni ketika mereka berjanji setia kepada Nabi saw. sampai mati dalam membela demikian sebagaimana menolongnya. diriwayatkan dari Sulaiman bin Al-Aqwa' dan lainnya, atau berjanji setia bahwa mereka takkan lari dari menghadapi orang-orang Quraisy, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan Jabir.6]

Di antara isi bait tersebut adalah: 1) Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapaun; 2) Tidak mencuri; 3) Tidak berzina; 4) Tidak membunuh anak; 5) Tidak membuat fitnah, pemalsuan dan kebohongan; dan 6) Tidak durhaka kepada kebaikan, tidak melawan perintahnya.

### (بنَنَاتُ) Bayyinaat

Firman-Nya, فَنْ إِنِّي عِلَى بَيْنَهُ مِنْ رَبِي وَكَثْبِتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي (الْفَاصِلِينَ لَمُ الْحَقِّ وَفَوْ خَيْرَ الْفَاصِلِينَ لَمْ الْحَقَّ وَفَوْ خَيْرَ الْفَاصِلِينَ لَمْ الْحَقِّ وَفَوْ خَيْرَ الْفَاصِلِينَ لَمْ الْحَقَّ وَفَوْ خَيْرَ الْفَاصِلِينَ لَمْ الْحَقَّ وَفَوْ خَيْرَ الْفَاصِلِينَ لَا الْحَكُمُ الْأَحْقُ وَفُوْ خَيْرَ الْفَاصِلِينَ لَا الْحَكُمُ الْأَحْقُ وَمُوا الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ وَكُمْ الْحَقْقُ وَمُوا الْحَقَى الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ وَلَمْ الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ وَلَمْ الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْحَقَيْقِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِينِ الْمُعْمِينِ الْم

#### Keterangan

Al-Bayyinah adalah segala sesuatu yang dengan itu jelasiah yang haq yaitu hujjah-hujjah 'aqliyah atau bukti-bukti indrawi. Atas dasar pengertian ini kesaksian (syahadah) dinamakan bayyinah. 11 Sedang firman-Nya: (Q.5, Al-Ahzab [33]: 30)

Mubayyinatin: jelas keburukannya. Pengertian ini diambil dari ucapan mereka, قق. Dan demikian pula lafaz zhahara dan tabayyana, semua menunjukkan makna sinonim, yaitu jelas dan gamblang. المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الم

قَلْقَدْ أَنْزَلُنَا إِلْيَكُمْ مَايَاتِ مُنَيِّنَاتِ وَمَثَلَا مِن Firman-Nya, [24]: (Q.S. An-Nuur : الذينَ خَلُوا مِنْ قَبُلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُثْمُونَ (34)

Bayyinaatin dalam ayat tersebut adalah yang terang keindahan susunan katanya. <sup>31</sup> Kata bayyinaat atau bayyinun semuanya mengacu kepada arti yang menunjukkan pada bukti dan dalil, maka, Mubayyinatun; yang menguraikan berbagai hukum dan adab yang kalian butuhkan penjelasannya. <sup>41</sup> Begitu pula firman-Nya, إِنَّ الْنُدِينَ مِا الْمُعْلَىٰ وَالْكَتَابِ وَالْمُحْدَى مِنْ نِعْدٍ مَا بِيُغَامُ اللَّامِينَ فِي الكَتَابِ وَالْمُحْدَى مِنْ نِعْدٍ مَا بِيُغَامُ اللَّامِينَ فِي الكَتَابِ وَالْمُحْدَى مَنْ نِعْدٍ مَا بِيُغَامُ اللَّامِينَ وَالْكَتَابِ وَالْمُحْدَى مَنْ نِعْدٍ مَا بِيُغَامُ اللَّامِينَ وَالْكَتَابِ وَالْمُحْدَى مَنْ نِعْدٍ مَا بِيُغَامُ اللَّامِينَ وَالْكَتَابِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 159)

Al-Bayyinaat pada ayat tersebut, berarti dalil-dalil yang jelas dan menunjukkan tentang kenabian Muhammad saw., masalah hukum rajam bagi pelaku zina dan masalah pemindahan kiblat. <sup>5</sup>J

<sup>1</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, him. 65.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 65.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab ba' him. 79.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., him. 65.

<sup>5.</sup> Ibid, hlm. 66.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 89.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 3 juz 7 hlm 140.

<sup>2.</sup> Ibid, jitid 7 juz 21 hlm. 151; Mu'jum Al-Wasiith, juz 1 bab ba' hlm

<sup>3</sup> *16id*, jihd 6 juz 16 hlm. 76.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 6 joz 18 Mm. 102. 5. *Ibid*, jilid 1 juz 2 Mm. 29.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Begitu juga firman-Nya, فَإِنْ وَلِنَهُمْ مِن بِعَدِمَا جَاءَتُكُمْ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 209]) yakni, al-bayyinaat berarti argumentasi atau dalil-dalil yang membuktikan bahwa apa yang kamu serukan itu adalah perkara yang haq, baik berupa dalil logika maupun dalil naqli (berdasarkan nash). ال

الا الَّذِينَ ثَابُوا وَاصَلَحُوا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 160) Maka Bayyanuu dalam ayat tersebut adalah menampakkan amal baik mereka di hadapan khalayak ramai sebagai penghapus perbuatan kufur mereka yang terdahulu, di samping itu agar dijadikan contoh yang baik bagi yang lainnya. <sup>2</sup>)

Sedang بَنِيَاناً, seperti yang tertera di dalam firman-Nya, وَنِزَلْنا عَلَيْكَ الْكَتَابِ تَلِيانًا لَكُنِّ شَيْءٍ. (Q.S. An-Nahl [16]: 89)

Maka, Tibyaanan dalam ayat tersebut ialah sebagai penjelasan mengenai perkara agama, baik berupa nash mengenai perkara tersebut, maupun dengan penjelasan rasul dan istimbat ulama mujtahidin di setiap masa. <sup>33</sup>

Adapun نبيّن artinya nyata. Ia menjadi sifat yang disandarkan kepada kata sebelumnya. Misalnya disandarkan kepada kata *tsu'baan*: شَائَقَى عَصادَ فَاذِدَا هِي تُعْبانَ نَبِينَ Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 33)

Maksudnya Mubiinun dalam ayat tersebut ialah "nyata", yakni ia benar-benar ular tanpa pemalsuan dan pengelabuan seperti dilakukan para ahli sihir. <sup>4</sup> Dan dikatakan pada surat An-Naml ayat 10 dengan ka-annahu jaannun (seakan seekor ular yang gesit). Al-jaanu adalah ular kecil; diumpamakan demikian karena ringannya, dan larinya cepat. <sup>5</sup>

Mublin yang disandarkan pada Khashiim: وَعَلِيْنَ (Q.S. An-Nahl [16]: 4) Yakni, manusia sebagai penentang (khashiim) lantaran tidak ingat asal-usul kejadiaannya.

Mubiin yang disandarkan kepada kata itsman: نهنان والما لمبينا: Kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 58) Maksudnya kata itsman disifati dengan ثبينة, "yang teramat jelas" (bayyinan zhaahiran), pada ayat tersebut karena ia sebagai penjelas (dalam menyingkap) kedustaan. Anda mengatakan; وبان العق بان الشيخ وبان الأفز apabila sesuatu (perkara, kebenaran) itu telah jelas. Penyair mengatakan:

فَبَانَ لِلْعَقْلِ أَنَّ الْعِلْمَ سَيُدُهُ

فَقَبَّلَ أَلْعَقُلُ رَأَسُ الْعِلْمِ وَأَنصِرَفَا

"Maka telah jelaslah bagi akal pikiran bahwa ilmu merupakan guru, sedang akal sebagai puncak pengetahuan menerima dan mengelolanya"."

Sedangkan hujjah yang jelas dinyatakan dengan bayyinah, karena hujjah tersebut telah menyingkap kebenaran dan mengalahkan kebatilan. **Baca** Buhtaanun,

Sedangkan kata mubiin yang tertera di (الر بِلْكَ دَابِثَ الْكِفَابِ الْمِينَ) dalam surat Yusuf ayat 1 terambil dari الله dengan makna الله yakni yang jelas perkaranya yang keberadaannya dari sisi Allah Ta'ala dan tentang kemukjizatannya yang beraneka ragam apalagi dinyatakan sebagai khabar-khabar yang gaib atau yang jelas maknamaknanya bagi orang Arab dari segi tidak adanya kemampuan mereka untuk menyerupai hakikatnya dan tidak ada kemampuan untuk mencampur aduk (iltibas) sedikitpun tentang turunnya sesuai dengan lugat mereka (Arab). Atau dengan makna 🔯 yakni yang menjelaskan hukum, syariat-syariat yang dikandungnya dan sisi hikmah, pengetahuan-pengetahuan, kisahkisahnya dan atas dasar itulah keberadaan sebuah kitab adalah mengungkap tentang surat lalu diringi dengan menjelaskan perihal beritaberitanya kisah Yusuf a.s.<sup>2</sup>

Adapun firman-Nya, أَمْ أَنَا خَيْرَ مِنْ هِذَا الَّذِي هُو مُهِينٌ Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 52)

Maka, نَبِينَ dalam ayat tersebut artinya fasih dalam berbicara. Ibnu 'Abbas berkata, bahwa Nabi Musa a.s. adalah seorang yang tekor lidahnya (tekor dalam bahasa Arabnya adalah نُنْفَة dengan

<sup>2.</sup> Tofsu Abu Su'ud, juz 3 him. 104,



<sup>1</sup> Ibid, plid 1 juz 2 him. 113.

<sup>2</sup> Ibid pilit 1 juz 2 htm 29

<sup>3</sup> tbid, plid 5 juz 14 blin, 124

<sup>4.</sup> *lbid*, plid 7 juz 19 nlm 56

<sup>5 /</sup>bid, jilid 7 juz 19 hlm. 56.

Ash-Shabuni, Tafsii-Ahkam, jilid 1 him 358.

# ENSIK S

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



didammahkan *lam*-nya, maksudnya, ucapan *ra'* menjadi *ghin* atau *lam*, sedang *sin* menjadi *tsa'*. Adapun kata غرب termasuk berwazan غرب , dan *isim fa'il*-nya berupa

Adapun firman-Nya, وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَتَسْتِينَ (Q.S. Al-An'aam [6]: 55) :سَبِيلُ الْتَخْرِيينَ

Maka, Tastabiin dalam ayat tersebut artinya jelas dan tampak. Dikatakan istabantusy-syay-a

wa tabayyantuhu, "Saya mengetahuinya dengan sejelas-jelasnya". 1]

### (الْبَيَانَ) Al-Bayaan

Firman-Nya, عَلَمُهُ الْبَيْانَ (Q.S. Ar-Rahman [55]: 4). Maka, *al-bayaan* maksudnya ialah kemampuan manusia untuk mengutarakan isi hatinya dan memahamkannya kepada orang lain.<sup>2</sup>I

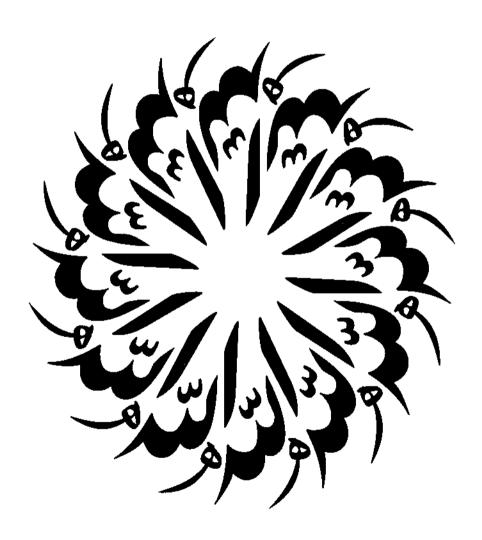

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 138,

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm 105.

# ~+

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an





#### (التَّابُوْت) At-Taabut

Firman-Nya: Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 248)

Keterangan

imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Tabut adalah sebuah peti yang di dalamnya terdapat kitab Taurat. Peti tersebut pernah dirampas oleh bangsa Amaliqah (raksasa), tetapi kemudian bisa direbut kembali oleh kaum bani Isra'il. <sup>13</sup>

Secara singkat keberadaan Tabut diceritakan oleh Imam Al-Baghawi sebagai berikut :

Bahwa Allah Ta'ala menurunkan Tabut kepada Adam yang di dalamnya terdapat gambaran para Nabi a.s. Terdapat sekitar tiga lipatan yang terbagi menjadi dua lipatan (min tsalatsatin adhraa' fi dhiraa'aini), yang masih dipegang oleh Adam hingga meninggal. Setelah itu, Tabut pindah ke Syits kemudian anak-anak Adam menjadi pewarisnya hingga sampai kepada Ibrahim kemudian dimiliki oleh Ismail karena ia sebagai anak terbesarnya, kemudian Tabut pindah ke Ya'qub, kemudian pindah ke bani Isra'il hingga sampai ke Musa, yang oleh Musa as, diletakkan di dalam Taurat, sebagai pedoman hidupnya, kemudian berpindah ke para nabi kalangan bani Isra'il hingga lahirnya Syamuel, dan keberadaan Tabut tersebut, seperti disinyalir oleh Allah Ta'ala, فيه سكينةٌ من رتكم: di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 248)23

#### (تَنَتُ Tabbat (تَنَتُ)

Firman Allah Swt., ئَبْتُ يَدَا أَبِي لُبُبٍ وَتَبْ kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. (Q.S. Al-Lahab [111]: 1)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa tabbat, berarti halakat (telah binasa), sedang at-tabaabu adalah al-halaaku wal-khasraani, yakni kebinasaan dan kerugian. <sup>1</sup>

At-Tabaab: rusak dan rugi. Dan tabba, "Benar-benar rugi dan celaka".<sup>21</sup> Sebagaimana firman-Nya, وَمَا كَيْتُ فَرِيْعُونَ إِلاَقٍ ثِبَابٍ Dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu melainkan membawa kerugian. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 37)

## (تَبُّرُ) Tabbara

Firman-Nya, وَلَيْتَبَرُوا مَا عَلُوا تَلْبِيرًا ...dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. (Q.S. Al-Isra' [17]: 7)

Keterangan

At-Tatbiir (التنفيز): kehancuran. Kata-kata ini adalah bahasa Nabati. Dengan demikian, menurut yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir: segala sesuatu yang telah kamu pecahkan dan telah kamu cerai-beraikan. Maka dikatakan نَرْبَهُ, "dia menghancurkannya dan membinasakannya". "Demikian juga menurut Az-Zujaj, segala sesuatu yang aku pecahkan dan hancurkan berarti tabbartuhu, dari sini lahirlah kata at-tibru (النيز) yang berarti emas urai dan perak urai. 4

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 2 film. 219.

<sup>2.</sup> *Tafsir Al-Bughawi*, juz 1 film. 171; Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa di dafani Perjanjian Lama istab Ulangan disebutkan, tatkata nabi Musa selesai menulis katab Taurat, dia memerintahkan kaum Lawwiyyin =

<sup>= (</sup>keturunan para nabi), yang membawa peti perjanjian Allah. Dia bersabda kepada mereka, "Ambillah kitab Taurat ini, dan letakkanlah di sebelah peti perjanjian Allah, Tuhan kalian, agar menjadi saksi bagi kalian semua". *Tafsir* Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 219.

Ash-Shabuni, Shafwootut-Tofaasir, Jilid 3 hlm. 617, menurut Al-Bukhari, toboob berarti al-Khusraon (kerugian), dan totbiib berarti todmir (hancur). Lihat juga, Shahih Al-Bukhon, jilid 3 hlm. 234.

Tofsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 him. 261, Al-Kasyyaaf, juz 4 hlm. 295-296

<sup>3.</sup> *ibid*, jilid 5 juz 15 hlm. 112 ; dan penjelasan yang sama diberikan pula oleh Al-Maraghi, lihat, surat Al-A'raaf ayat 139 jilid 3 juz 9 hlm. 50 dan, surat Nuh ayat 28 jilid 10 juz 29 hlm. 89.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 15.

# **→**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedangkan مُنتِّ berarti yang dihancurkan dan dibinasakan. الله كالله Sebagaimana firman-Nya, الله مُؤَلَّةٍ مَنا هُمْ فِيهِ: Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 138)

## (تارخ) Tabarruj

Firman-Nya, ولا تيزجن ثيرَج الجاهليّة الأولى ...dan janganlah kamu *berhias dan bertingkah laku* seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.... (Q.S. Al-Ahzab [33]: 33)

Keterangan

Tabarruj adalah seorang perempuan yang memamerkan hiasan dirinya yang tidak patut diketahui oleh orang lain. المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة ا

### (بَشَم) Tabassama

Firman-Nya, فَتَنِيْسُم طَاحِكُا مِنْ قَوْلَتِا: maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu.... (Q.S. An-Naml [27]: 19)

Keterangan

Dikatakan: نسم - نسم . Yakni, menggerakgerakkan kedua bibirnya dalam memujinya dalam keadaan tertawa tanpa bersuara (mesem, bahasa Jawa). الإعلام Yakni tertawa yang dilakukan oleh Sulaiman tatkala mendengar perkataan semut.

# (نَبْغ) Taba'a

Firman-Nya, وبرزوا بلله جميعا فغال الطُعطاء للذين Firman-Nya, السَّكَبروا إِنَّا كُنَّا لَكُم تبعا فَهَالَ الطُعفاء للذين عنَّا مِن عَنَّابِ اللهِ مِن شَيْءٍ السَّكَبروا إِنَّا كُنَّا لَكُم تبعا فَهَالَ الْنَتْمَ مُعْنُونَ عِنَّا مِن عَنَّابِ اللهِ مِن شَيْءٍ dan mereka sekalian akan menghadap Allah, lalu akan berkata orang-orang lemah kepada orang-orang yang sombong: "sesungguhnya dahulu kami mengikuti kamu; lantaran itu, bisakah kamu melepaskan dari kami sedikit (saja) dari adzab Allah?"... (Q.S. Ibrahim [14]: 21)

#### Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa dikatakan: نبع الشي تبعا وتباعا في الافعال وتبعث الشي تبغا وتباعا في artinya anda berjalan mengikuti dibelakangnya. At-tab'u adalah mengikuti jejak sesuatu dan isim failnya taba'atun. Demikian dikatakan Al-Jauhari. المد adalah bentuk jamak dari taabi'un (النبغ), 'pengikut', seperti khadamun dalam bentuk jamak dari khaadimun, 'pembantu'. المها Baca ittibaa'.

Adapun firman-Nya, فأسر بأملك بقطع من الليل Maka pergilah kamu di واثبع أذبارهُمْ ولا يلتَفَتْ مِنْكُم أحدُّ Akkir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh ke belakang (Q.S. Al-Hifr [15]: 65)

Maka واثبع ادبارهم tersebut di atas maksudnya ialah beradalah di belakang mereka, agar kamu dapat membawa mereka dengan segera, dan awasilah keadaan mereka. <sup>33</sup>

#### (نتجَاقَ) Tatajaafa

Firman·Nya, ثتجافى جُنُويُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع: Terangkat lambung mereka dari tempat tidur. (Q.S. As-Sajdah [32]: 16)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa tatajaafa dalam ayat tersebut, adalah "Terangkat dan menjauh". Sehubungan dengan pengertian ini, Ibnu Rawahah (sahabat Nabi saw.) mengatakan dalam salah satu bait syairnya, yang berbunyi:

و فينا رسُوَلُ الله يَثَلُو كِتَابِهُ إِذَا انْشَقَ معرُوفُ مِن الْصَبْعِ ساطِغُ

نِيبِتُ يُجافُ جَنْبِهِ مِنْ فَرَاشَهِ إذا اسْتَثْقَلَتُ مَا الْمُشْرِكِينِ الْمُضَاحِةُ

"Di antara kita ada Rasulullah yang selalu membawa kitabnya, apabila perkara ma'ruf dirasakan amat berat yang muncul sejak waktu subuh. Dia selalu menjauhkan diri dari tempat tidur di malam hari (untuk melakukan salat), sehingga tubuh orang-

<sup>3.</sup> Ibid, jillid S juz 14 film 29



Di dalam Shahih Al-Bukhari dijelaskan bahwa Midabarrum khusroanun (benar-benar merugi) Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 him. 133.

<sup>2.</sup> Ibnu Al-Yəzidi. Gnariibul-Qur'an wa Tafsiruhu. hlm: 130

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghr, plid 6 juz 18 hlm 129.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ba' hlm. 57.

<sup>1.</sup> John Manzhur, Lisa*nnul 'Arab*, plid 8 hlm. 27, 29 maddah g = z

<sup>2.</sup> Al-Marsghi, Op. Cit., plid S juz 13 hlm. 143, adapun Taba<sup>†</sup>an. (Q.S. Al-Mijr, 15: 211 bentuk tunggalnya taabi<sup>\*</sup>un sepera ghaibun dan ghao-dain Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 150

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



orang musyrik melekat di tempat tidurnya dengan beratnya". <sup>(1</sup>

Menurut Ibnu Jarir, dengan mengetengahkan sebuah atsar yang bersumber dari Ibnu 'Abbas sehubungan dengan ayat tersebut di atas, maksud *tatajaafa*, ialah lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, artinya mereka sangat rajin melakukan zikir kepada Allah tatkala terbangun, dan langsung mengingan Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan sambil berbaring serta dalam keadaan apapun selalu mengingat Allah. <sup>41</sup>

### (تأراً) Tatraa

Firman-Nya, تَمْ أَرِسُلِنا رُسُلِنا تَرُكُ Kemudian Kami utus kepada umat-umat itu) rasul-rasul kami berturut-turut. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 44)

#### Keterangan

Tatraa berasal dari al-muwaatarah (الثوانية); kata Al-Asma'i, berarti keberturutan di antara beberapa perkara yang dengannya ada jeda dan keterlambatan. Yakni, tidak langsung ada gantinya di saat itu juga setelah wafatnya para rasul, namun dengan tetap membuka generasinya. Baca catatan kaki haniif.

# (تَرُّنْتُ) Tatsriib

Laa tatsriib, "tidak ada celaan". Firman-Nya, قال لا نثريب عليكُمُ اليوم يُغفَرُ اللهُ لكُم وَمُو ارحمُ نَائِبَ فَلانُ (Q.S. Yusuf [12]: 92) Dikatakan: ثَنِبَ فَلانُ فَانِ فَلانُ berarti si fulan menghitung-hitungkan (mempertimbangkan) kesalahan si fulan yang lain kepadanya.

#### (التجارة) Tijaaratun

Firman-Nya, هل أَذَلَكُم على تجارة تُنجيكم من عباب : maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 10)

#### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskao bahwa *At-Tijaarah*, menurut arti asalnya, ialah "memutar pokok

harta dengan maksud mencari keuntungan". <sup>11</sup> Lalu kata *Tijaaratan* menjadi sebagai salah satu macam bentuk perindustrian dan badan usaha. <sup>21</sup> Misalnya: رَجَالُ لَا تَلْهِيمُ نَجُارَةٌ وَلاَ بِيعُ عَن ذَكَر الله (Q.S. An-Nuur [24]: 37) Sedangkan, *Bay'un* adalah salah satu macam jual beli. Disebutkannya secara khusus, karena ia termasuk perkara yang membuat orang lupa. <sup>31</sup>

Kata tijaarah dalam Al-Qur'an penyebutannya hanya dua macam; a) Tijagarah tunjiikum min 'adzaabin 'aliim yang berisikan, beriman kepada Alah dan rasul, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya; dan b) tijaaratan lan tabuur, "Perdagangan yang tidak akan membinasakan" (Q.S. Fathir [35]: 29-30) adalah tijaarah yang diperuntukkan kepada mereka yang membaca kitabullah, mendirikan salat, dan berinfak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tijaarah dikatakan dengan lan tabuur karena Allah akan beri ganjaran dengan tambahan-tabahan yang tidak akan ada sepisepinya.4 Dan tijaaratan lan tabuur yang diiringi dengan dua sifat Allah, ghafuuran syakuuran, dengan bentuk balasannya berupa: pertama, dihilangkannya duka cita (ketika masuk ke dalam surga); dan kedua ditempatkannya di suatu tempat ketetapan (daarul maqaamah) yang tak disentuh oleh kesusahan dan kelelahan. (ayat ke-33-351

# (نَحَيْةُ) Tahiyyatun

Firman-Nya, فإذا دخلتم لينونا فسلموا على انفسكم : Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari Allah. (Q.S. An-Nuur [24]: 61)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, at-tahiyyah hendaklah dikatakan hayyakallaahu, yakni mudah-mudahan Allah menghormati diri anda, yang fungsinya sebagai kabar, kemudian berangsur fungsinya

i. and, phd 7 par 24 blim, 116.

<sup>2 (</sup>bot, jiho 7 pa 2) blin 110, libat juga. Gharubur-Garion wo. Tofsaruhu, Fira 143.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 6 juz 18 hbn 26

<sup>4.</sup> Jbid. phd 5 jaz 13 hins. 3)

<sup>1.</sup> Mu'jom Mufarodt Alfoozhil Qur'an, hlm. 69.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghe, plid 6 juz 18 film. 109

<sup>3.</sup> Ibid, plid 6 jur 18 hlm. 109

<sup>4.</sup> A. Hassan, Tofsir Al-Furgon, catatan kaki no. 3177 blm. 853.

# ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sebagai suatu doa. Dan dikatakan, خَيَّا فَكَنَّ هَا لَا يَعْبَقُهُ, apabila ia mengatakan ucapan tersebut kepadanya. Dan asal at-tahiyyah dari al-hayaatu kemudian dijadikan sebagai ungkapan doa penghormatan agar keberadaan semuanya berarti, tercapainya kelayakan hidup, atau sebab kehormatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 1

Az-Zujaj mengatakan, bahwa نحية dinyatakan dalam bentuk nasab (difathahkan akhirnya) sebagai masdar, seperti ucapan anda: فَنَنَهُ بَهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْهُ وَمُوْمَا . At-taḥiyyah, menurut lughat, adalah جَنُوْساً sebagaimana firman-Nya: بَنْهَا أَوْرُوْمَا (Q.S. An-Nisaa' [4]: 86) Maka, Al-Azhari mengatakan, bahwa at-tahiyyatu, mengikuti wazan taf'ilatun, yang terambil dari al-hayaatu, sedang ia diidhghamkan untuk menyatukan dari berbagai macam contoh. Maka huruf ha' adalah lazimah dan ta' adalah zaidah (tambahan).<sup>21</sup>

Diriwayatkan dari Abu Al-Haitsami bahwa beliau mengatakan: at-tahiyyatu di dalam kalam Arab ialah: مَا يُخِي بِعَضِهُمْ بِغَضًا إِذَا تَلْقُوا menghormati antara sebagian terhadap sebagian lainnya bila mereka saling bertemu. Seorang penyair berkata:

> تَحيَّةٌ بَيَنَهُمَ ضَرَبٌ وَجيْعُ معاساهاته مامحمه مع

"Penghormatan di antara mereka dilakukan dengan gaya yang menyakitkan". <sup>1)</sup>

Sedang maksud *tahiyyatan* pada ayat di atas adalah memberi salam ketika memasuki rumah, sebagai bentuk penghormatan yang berarti juga menghormati diirinya sendiri.

# (تُخَوُّف) Takhawwuf

Firman-Nya, اَوْ بِاخْدَمُمْ عَلَى تَحْوَفَ قَانِ رَبِّكُمْ لَرَءُوفًّ atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai bɨnasa). Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nahl [16]: 47)

Keterangan

تَغُوفَتُ , Takhawwuf: berangsur-angsur. Dan بالشِيْنِ وَتَغَيْفُتُهُ yang berarti saya mengangsurnya الشَيْنِ وَتَغَيِّفُتُهُ (انزینه). Maksudnya ialah Allah mengurangi harta dan diri mereka sedikit demi sedikit hingga musnahlah seluruhnya. المعالفة Demikian sebagian dari bentuk azab Tuhan secara berangsur-angsur bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan (االسينات). Dan di antara bentuk siksa tersebut adalah dibenamkannya oleh Allah ke dalam bumi (ان يخسف الله يهم الارض). (ayat ke-45) Baca 'Adzaab.

# (تُدَبُّر) Tadabbur

Firman-Nya, القول أَمْ جاءَهُمْ مَا لَمْ Akaka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 68)

Keterangan

At-Tadabbur adalah memikirkan persoalanpersoalan yang telah lewat. <sup>4</sup> Kata tadabbur dekat kepada pengertian at-tafakkur. Namun untuk kata tafakkur dimaksudkan mengelola hati dengan memandang perkara berdasarkan dalil. <sup>3</sup>

Pengertian ayat di atas adalah: hendaklah mereka, di tengah-tengah naiknya Muhammad saw, melihatnya secara jernih tentang risalah yang diembannya. Atau berarti, binasalah mereka yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an dan nabinya, sebagaimana binasanya orang-orang terdahulu yang meremehkan para rasul-Nya. Pengertian ini diambil dari kata at-tadbiir, yang berarti "binasa". Yakni, mereka binasa dan tersesat dengan keyakinan yang salah tentang kedatangan Muhammad saw. sebagai pelurus jalan hidup manusia. Baca Tadbiir.

# (پُدُمِنُ) Tudhinu

Firman-Nya, وَوُوا لُو تُدِهِنَ فَيُدَمِنُونَ Maka mereka menginginkan supaya *kamu bersikap lunak* lalu mereka bersikap lunak pula. (Q.S. Al-Qalam [68]: 9)

<sup>1.</sup> Mu'jam Mofradot Alfaazhil Qur'an . him. 140.

Ash-Shabuni, Tofsir Ahkom, jilid 2 hlm. 222-223; asal ot-tohiyyan adalah doa untuk keselamatan hidup, dan ot-tohiyyah minalloah ialah selamat dari segala kekurangan (os-soloamu minol-oofoat),lihat, Tofsir Al-Qurtubi, jilid 3 juz 5 hlm. 191.

<sup>3.</sup> Ibid, jrlid 2 hlm. 223.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 5 juz 14 hlm 87.

Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an, hlm. 166.

<sup>3.</sup> Al-Jurjam, Kitab At-Ta'rifoat, hlm 54

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Al-Idhaanu (الْإِعَدُهَانَ), ialah kelembutan, kepura-puraan dan keintiman dalam pembicaraan. أ

Mengenai ayat di atas terdapat enam takwil, yakni: mereka menginginkan andaikata kamu kufur maka mereka pun kufur, demikian kata As-Suday dan Adh-Dhahhak: kedua. maknanya adalah mereka menginginkan andai kamu bersikap lemah maka mereka akan berlaku lemah pula, demikian kata Abu Ja'far; ketiga, maknanya mereka menginginkan andaikata kamu bersikap lunak maka mereka akan lunak pula. demikian kata Al-Farra'; keempat, maknanya adalah mereka menginginkan andaikata kamu mendustakan maka mereka akan mendustakan pula, demikian kata Ar-Rabi' dari Anas: kelima maknanya adalah andaikata kamu bermurah hati (memberikan keringanan) kepada mereka maka mereka akan bermurah hati kepadamu: keenam tinggalkanlah urusan ini (menyampaikan risalah) maka mereka akan bergabung bersama anda (Muhammad), demikian kata Oatadah. Adapun asal al-mudaahanah terdapat dua bentuk, *pertama* bersikap lunak kepada musuh dan tidak berlaku curang, kedua bahwasanya al-mudaahanah adalah an-nifaag (munafik) dan tidak memberikan nasehat, demikian kata al-Mufadhdhal. Dengan demikian atas dasar makna ini berarti al-mudaahanah mengindikasikan makna yang tercela, dan bertolak belakang dengan makna yang pertama, yakni sikap yang terpuji.21

Asy-Syaukani menjelaskan di dalam tafsirnya bahwasanya Adh-Dhahhak berkata: Mudhinuun adalah mu'ridun (menghalangi). Abu Kaisan berkata: al-mudhin adalah yang memikirkan kebenaran Allah yang ada padanya kemudian menolaknya dengan berbagai alasan. Sedang al-idhaan dan al-mudaahanah sendiri adalah at-takdziib wa al-kufru wa an-nifaaq (dusta, kufur dan munafiq). 31

Firman-Nya, امْرَاتَيْن تَلْودَان: dua orang perempuan yang sedang menghambat (ternaknya). (Q.S. Al-Qashash [28]: 23)

Keterangan

Kata ini mengkisahkan tentang dua orang wanita tatkala musa keluar dari Mesir dan sampai di mata air di daerah Madyan.

Tadzuudaani dalam ayat tersebut, maksudnya, mereka menggiring kambing gembalanya dari air karena takut kepada orangorang yang meminumkan ternaknya. Makna ini tampak pada perkataan penyair berikut:

لقد سلبت عصاك بنو تميم

فما تذري بأي عصا تذؤد

"Tongkatmu telah dirampas oleh Bani Tamim sehingga kamu tidak tahu dengan tongkat mana lagi kamu harus menggiring". <sup>IJ</sup>

#### (تَذُمَلُ) Tadz-halu

Firman-Nya, تَنْفَلُ كُلُّ مُرْضِعة: *Lalailah* semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. (Q.S. Al-Hajj [22]: 2)

Keterangan

Adz-dzuhuul ialah kelalaian yang lahir akibat duka cita yang sangat mendalam(addahsyun-naasyi-u 'anil hammi wal ghammil katsiiri).<sup>2]</sup> Demikianlah kedahsyatan peristiwa Kiamat.

# (تُرَابٌ) Turaabun

Ats-Tsa'alabi menjelaskan seputar namanama debu (at-turaab), yang antara lain; الضيئة, yakni debu yang berada di permukaan tanah; الثناء , yakni debu yang lembut yang seakan-akan ia adalah jenis bau-bauan, wewangian; dan رألتُرى yakni debu yang berada di dataran rendah, dan setiap debu yang yang di sini tidak dapat menjadi tanah yang melekat; dan التُون, yakni debu yang dengannya angin membinasakan, menimbulkan merusak (jawa; bleduk,); dan النبنة, riwayat dari Ibnu Syumail, ialah debu yang diterbangkan

<sup>(</sup>تَذُوْنَانِ} Tadzudaani

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 30

<sup>2.</sup> Lihat, An-Nukatu wol 'Uyuun Tafsir Al-Maawardi, juz 6 hlm, 62-62; lihat juga, Haatsiyotush-Shoawiy 'alaa Tafsir Jolotain, juz 6 hlm, 222.

<sup>3.</sup> Fathul Qadur, jilid 5 hlm. 161

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 47

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm 84; Tadzholu: tusyghalu (disibukkan). Uhat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 165.

# ~+**(**[

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Svarah Alfaazhul Our'an



oleh angin lalu anda melihatnya menempel kuat pada wajah, kulit manusia, dan pakaian (bolot; jawa).<sup>1]</sup>

# (اَلْتَرَانَبُ) At-Taraa-iibu

Firman-Nya, يغرُخ مِن بين الصَّلب والتُرانب yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. (Q.S. Ath-Thaarig [86]: 7)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa أَرْانِبُ ialah tulang dada ('izhaamush-shadri). At-Taraa'ib adalah jamak, sedang bentuk mufradnya adalah التربية sebagaimnaa فصبلة adalah bentuk tunggal, dan bentuk jamaknya فصنانل. Amrul Qaís mengatakan:

ترانيها مصفولة كالسجنجل

"Tulang dada wanita tersebut mengkilap seperti cermin".<sup>2]</sup>

At-Taraa-ib diartikan dengan tulang rusuk wanita. Maksudnya adalah bahwasanya manusia diciptakan dari air yang dipancarkan melalui tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk wanita. Al-Hasan menceritakan suatu riwayat dari Qatadah bahwa air tersebut keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk keduanya (lelaki dan wanita). <sup>31</sup>

# (النَّرَاتُ) At-Turaatsu

At-Turaatsu: Harta Pusaka. Yakni, harta peninggalan, seperti dinyatakan: وناكلون النَراث اكلا: Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil). (Q.S. Al-Fajr [89]: 19); dan makna yang sama ialah kata غيراث segala warisan, yang mempusakai (mempunyai). Namun kata miraats ditujukan kepada Allah, sebagai pemiliki segala warisan, seperti dinyatakan, ومالكم ألم المسموات والأرض (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 180); dan perintah menginfakkan sebagian harta benda yang khawatir kemiskinan menimpanya, dipertegas dengan firman-Nya,

الله ولله ميزات الشموات والأرض: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) di jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? (Q.S. Al-Hadiid [56]: 10), yakni Allah sebagai satu-satunya pemiliki warisan yang ada di langit dan di bumi.

### (ترفَ) Tarafa

Firman-Nya, وَارْجَعُوا إِلَى مَا أَتَرَفْتُمَ فِيهِ وَمِسَاكِبُكُمْ لَعَلَّكُمْ ...kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 13)

Keterangan

Al-Itraaf ialah memandang enteng nikmat. Dikatakan, آئوف فادئ, berarti si fulan diberi kelapangan dalam penghidupannya, dan karenanya cita-citanya menjadi lemah. 11 Sedang Atraftum dalam ayat tersebut, maksudnya, orang yang zalim itu di waktu merasakan azab Allah melarikan diri, lalu orang-orang yang beriman mengatakan kepada mereka dengan secara cemooh, agar mereka tetap di tempat semula dengan menikmati kelezatan-kelezatan hidup, sebagaimana biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan di hadapkan kepada mereka.4

Di dalam *Kitab At-Tashiil* dinyatakan bahwa *Atrafu*, adalah mereka yang mendapatkan kenikmatan. Sedang الترفين adalah mereka yang menikmati kehidupan di dunia saja. <sup>()</sup>

Firman-Nya, قَالَ مُتَوَفِّهَا إِنَا وَجَدِينا ءَابِاءَنَا عَلَى أَمْهُ وَإِنّا . Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka." (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 23)

Mutrafuuha (مترفوها) yang tertera di dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang berkemewahan dan berada dalam kenikmatan negeri itu, yaitu orang-orang yang yang dibikin congkak oleh syahwat-syahwat mereka, sehingga

Imam As-Suyuthi, Fighul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah, Qitsmol Awwal, him. 287-288.

<sup>2</sup> Shafwaatut-Tafaasur, jilid 3 hlm. 545, Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 111

<sup>3.</sup> Tatsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlim. 111

<sup>1.</sup> *ibid*, plid is juz 17 hlm. 12.

Depag, Ai-Qur'an Oan Terjemahnya, catatan kaki no. 954 htm. 497.

<sup>3.</sup> Kitab At-Tashil, juz 1 Mm. 17.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka tidak memperhatikan apa yang dapat menyampaikan mereka kepada kebenaran. 1]

Firman-Nya, خَمُ إِذَا أَخَذُنَا مَرْفِيهُمْ بِالْعَدَّابِ إِذَا هُمْ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 64) bahwa al-mutraf adalah orang yang dilapangkan nikmatnya (al-mutawwasi'u fin-ni'mah). Sebagaimana firman-Nya, إَيْهُمْ كَانُوا فَيْلُ ذَلِكُ مُتَوْفِيْنِ Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 45)

Bahwa mutrafin, adalah orang-orang yang mendapat kenikmatan dan menerima kelezatan-kelezatan diri mereka, tanpa peduli terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasul.

# Taraka (غَوْكَ)

Firman-Nya, وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرِين; Kamí abadikan untuk Ibrahim (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 108)

Keterangan

Dikatakan: نَرْكَا بَرْكَا وَالْرَكَا (pada kata tirkaanan, dengan dikasrahkan), ialah meninggal-kannya/membiarkannya (وَوَعَهُ). Sedangkan نَنَارَكُوا . Sedangkan (وَوَعَهُ) - seperti halnya kata - اَلْمُرَابِيَهُمْ وَ بَرْكُهُ الرَّجُلِ (harta warisnya). Ibnu Al-Yazidi menjelaskan bahwa Tarakna pada ayat tersebut maknanya أَيْفِيْنَا ,yakni Kami abadikan. maksudnya, Kami abadikan terhadap keduanya (Ibrahim dan Isma'il) pujian yang baik. (أ

# (تَزْدَرى) Tazdariy

Firman-Nya, وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَدِي أَغَيْنَكُمْ لَنْ يُؤْتِينَمْ (لَنْ يُؤْتِينَمُ dan tidak juga aku mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh pengkhiatanmu. ... (Q.S. Huud [11]: 31)

Keterangan

Az-Zajru adalah al-man'u wal-manhiy (النّهَ), "mencegah dan melarang", dan dikatakan رالنّهَ. Dan, Az-Zajr juga berarti نَجْرَهُ فَانْزَجْرُ وَارْدَجْرَهُ فَازْدَجْرُ فَازْدُخْرُ (merasa muak). الميافة (merasa muak). Ar-Raghib menjelaskan bahwa Az-Zajru ialah melemparkan dengan bersuara (طَرْدٌ بِصَوْتٍ), yakni berteriak. Dikatakan,

رَجُوهُ وَارْدَوْهُ عَنْ كَذَا, yakni mana'ahu (merintangi, mencegah). Dan al-muzjarah ialah sesuatu yang dapat menghalau (شَيِّهُ النَّبِي يَزْجُرُ). Sedang tazdariy a'yunukum pada ayat tersebut adalah "mereka pandang muak". Demikian sebagian pandangan yang dilakukan oleh kaum Nuh a.s., dengannya Nuh dan pengikutnya kerap mendapat rintangan.

# (تَسِئَ) Tasi'a

Tasi'a (نَسيَ) Baca Saa-aa-Yasii-u.

# (تُسيمُونَ) Tusimuun

Firman-Nya, هُوَ الَّذِي أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لَكُمْ مِنَهُ Dia-lah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (Q.S. An-Nahl [16]: 10)

Keterangan

Tustimuun: kaltan menggembala. Dikatakan, أَسَامَ الْتَاهِيَةُ وَسَوْمَهَا , berarti 'dia menggembalakan binatang ternak'.²]

# (تَسْنِيم) Tasniim

Firman-Nya, وَمِزَاجَهُ مِنْ تَسْنِيمِ: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim. (Q.5. Al-Muthaffifiin [83]: 27)

#### Keterangan

Tasniim adalah 'aynun 'aaliyatun syaraabiha asyrabu syarraab, artinya mata air yang tinggi yang didekatkan kepada para peminum yang dimuliakan. Dan asal اَلْوَرَتْهَاعُ, adalah أَوْرَتْهَاعُ (menonjol, tinggi). Di antaranya adalah perkataan شنغ النبغ, artinya unta yang besar punuknya. أَنْهَا الْمَعْمَا،

# (تَصِدُى) Tashadda

Firman-Nya, ئائت ئة نمندُى: Maka kamu melayaninya. (Q.S. 'Abasa [80]: 6)

Shafwaotut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 521; Mu'jam Mufradat Alfaashil Qur'an, hlm. 251; at-tasnim: miniman di tempat yang tinggi yang disediakan bagi ahlu surga (ya'lu syaroabo ahli-jannah). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 223; Al-Kasysyaof, juz 4 hlm. 233.



<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 75.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm 36.

<sup>3.</sup> For this Qamus Al-Muhrith, juz 1 bab to him. 366 maddah 🗈 , 😅

<sup>4.</sup> Ibnu Al-Yəzidi, Op. Cit., hlm. 152.

<sup>5.</sup> Muhtoarush-Shihhaah, hlm. 269 maddah 181

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 216; tihat, Kamus Al-Munawwir, him. 652

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jihd 5 juz 14 hlm. 55.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Dikatakan; تصدّى نلاغر, yakni, mengangakat kepalanya untuk melihatnya. Dan تَصَدَى لِفَلاَنِ; berarti menghalang-halangi (*ta'arradha*).<sup>1]</sup>

# (تَصْدِيَةٌ) Tashdiyah

Firman-Nya, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدُ الْبَيْتِ إِلاَ لِمَاءً Sembahyang mereka di Baitullah, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. (Q.S. Al-Anfal; 8: 35)

Keterangan

Dikatakan: مبدى فَلانُ بِيدَيْهِ نَصَبِيهُ, bertepuk dengan kedua telapak tangannya.<sup>21</sup> Yakni, istilah yang ditujukan kepada tata cara ibadah kaum Nasrani.

#### (تَضِرُعًا) Tadharru'au

Firman-Nya, اَدَعُوا رَبُكُمْ نَصَرُعُا: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 55)

Keterangan

Tadharru', "berendah diri", yaitu menampakkan kehinaan diri, seperti kata orang, مُنزَعَ فُلانً كَا يُفْلانِ وَنَصْرَعَ لَهُ Si fulan menampakkan kehinaannya ketika mengutarakan permintaannya. <sup>3</sup>]

At-Tadharru' ialah kesangatan di dalam merendahkan diri. Yang dimaksud ialah merendahkan diri yang lahir dari keikhlasan yang dibangkitkan oleh keimanan fitri, yang tersimpan di dalam jiwa manusia. <sup>41</sup> Di antaranya memohon ampunan kepada Allah dengan merendah diri, seperti dinyatakan di dalam firman-Nya, Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka menjadi keras dan setanpun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am [6]: 43)

# (تُطَوَّعُ) 'Tathawwu

Firman-Nya, فَمَنْ نُطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لُهُ Maka barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 184)

#### Keterangan

At-Tathawwu' menurut pengertian bahasa ialah "memerlukan suatu pekerjaan secara suka rela, tanpa ada unsur paksaan". Kemudian, pengertian di sini adalah melaksanakan amal kebajikan secara sukarela tanpa ada tekanan. Dan dapat diartikan pula dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah sebagai tambahan dari perkara yang wajib.<sup>13</sup>

Dengan kerelaan hati, adalah bentuk: تُطَوُّعُ mubalaghah(arti sangat) dari lafaz thaa'a. Dan dikatakan: طُوَّعَ لَهُ نَفْسَهُ كَذَا. yakni, mencurahkan ketaatan kepadanya, menghiasinya disertai dengan bentuk pengorbanannya.21 Tathawwu' ditujukan terhadapsatua malan dengan menambah bentuk ketaatannya dan hal itu diperkenankan oleh agama, misalnya amalan Sa'i: Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan Sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa menegerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan Lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 158); begitu juga tathawwu' yang berlaku terhadap fidyah: ...tetapi orang yang bisa puasa tetapi dengan susah payah, wajib bayar fidyah untuk bayar makan seorang miskin, tetapi barang siapa menderma lebih, maka ia itu baik buat dirnya sendiri.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 184)

Tathawwu' dimaksudkan dengan menambah ukuran atau amalan tertentu yang diperkenankan agama (syara') secara sukarela dengan dasar ketaatan (ظنعة). Sedangkan Al-Muthawwa' dan Al-Muthawwi' ialah orang yang melaksanakan sesuatu di luar kewajiban. المنافقة المنافقة المنافقة والذين المنافقة والذين المنافقة والذين المنافقة والذين المنافقة والذين الإخبادة (Orang-orang munafik) yaitu orangorang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela)

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shad hlm 511.

<sup>2</sup> Ibid, juz 1 bab shad hlm. 511.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm 175

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 151.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 26.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm. 570.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 170.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, (Q.S. At-Taubah [9]: 79)

### (تَعْدُوْ) Ta'du

Firman-Nya, لاَ تَعْدُوا فِي السَّبْتِ Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 153)

Keterangan

Baca l'tada.

#### (تَعْشَا) Ta'san

Firman-Nya, وَالْنِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَهُمَ Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka... (Q.S. Muhammad [47]: 8)

Keterangan

Di dalam Al-Qamus dijelaskan bahwa artinya (rusak, terpelanting, jatuh, buruk, dan jauh). Dan Ta'san lahum, berasal dari ta'sar rajul yang artinya laki-laki itu jatuh tersungkur pada wajahnya (الإنْبَعَانَى), dia bangkit dari kejatuhannya. Orang mengatakan ta'san dan nukhan (huruf nun didhammahkan), artinya jatuh tersungkur pada wajah dan jatuh pada kepala. 12

# (تُعَاطَى) Ta'aatha

Firman-Nya, فناذوا صاحبته فنعاطى فعقرا Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya. (Q.S. Al-Qamar [54]: 29)

#### Keterangan

Ta'aatha maksudnya dia berani melanggar perintah-perintah tanpa peduli. المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة ال

### (تُعَالَى) Ta'alaay

Firman-Nya, فَلْمَا وَالْمُمَا مِبَالِحًا جِعَلَاكُ شَرَكًا فِيمَا وَالْمُمَا وَلَيْكُونُ Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka Mahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 190)

#### Keterangan

Ta'aalallaahi: Mahatinggi kemuliaan Allah dan Mahaluhur kehormatan-Nya, dan Mahasuci Dia dari persekutuan yang dinyatakan oleh orangorang tolol. أَعُالَى الْمُرَاةُ مِنْ نَقَاسِهَا وَ مَرْضِهَا , yakni perempuan yang selamat saat melahirkan. Dan بُعَالَى يَا مَنْهُ , berarti aqbil (terimalah, sambutlah ajakan ini). Dan dikatakan: يَعَالَى يَا مَنْهُ . Yakni, kata yang mengajaknya menjadi hidup luhur, berbudi. Yang demikian itu dikatakan بُعَالَى فلانٌ , yakni si Fulan yang berpekerti luhur (irtafa'a). المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة المتالة ال

Selanjutnya sejumlah ayat yang memuat kata *ta'aala*, berikut penjelasannya, antara lain:

- 1) Ta'alay dimaksudkan dengan ajakan berperang. Misalnya: Firman-Nya, ثَنَالُوا فَابِلُوا فِي سَبِين ش: Marilah berperang di jalan Allah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 167)
- 2) Ta'alay dimaksudkan dengan makna mengambil. Misalnya: نَفْتَدَائِنَ أُمْتِتَكُنُّ Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 28). Yakni ambillah mut'ah (uang pemberian) sebagai tanda perceraian.
- 3) Ta'alay dimaksudkan dengan ajakan berbudi luhur. Misalnya, mengingat perasaan kalut dan goncang yang melanda pikiran dan perasaan di saat-saat yang kritis, untuk kembali kepada Allah, فنعنا الله عنا يُشْرِكُونُ Maka Mahatinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Arti selengkapnya: Atau siapakah yang memimpin kamu di dalam kegelapan di daratan dan di lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Apakah di samping

ت ع س Tartib Qamus Al-Muhiith, juz 1 bab ta' hlm. 370 maddah ع ع ت ع من المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائ

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 9 juz 26 htm. 47 ; fihat juga, Fathul-Qadiir, ilid 5 htm. 32.

tbid, jilid 9 juz 27 hlm. 95.

غ ط Muhtaarush-Shihhaah, him 441 maddah الله على الله

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 yuz 9 hlm. 138.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 625.

# ENSIKLO Sya

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Allah ada tuhan (yang lain)? Mahatinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. (Q.S. An-Naml [27]: 63)

4) Ta'alay dimaksudkan dengan anjuran untuk memeluk Islam, beriman kepada Muhammad Rasulullah. Misalnya قامة سنواء Marilah berpegang tali yang sama. Arti selengkapnya berbunyi: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 64)

Begitu juga firman-Nya, نَعَالُوا إِنَّى مَا اَنْوَلُ اللَّهُ وَإِلَى Marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 104)

- 5) Ta'alay dimaksudkan dengan anjuran taat تَعَالِوَا أَتُلُ مَا خَرَّمَ رُبُّكُمُ kepada hukum Allah. Misalnya عليكم: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Arti selengkapnya: Katakanlah: 'marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada ibu-bapak dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antara kamu maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh iiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang dibenarkan". Demikianlah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S. Al-An'am [6]: 151)
- 6) Ta'alay dimaksudkan dengan anjuran bertaubat. Misalnya: تَعَالُوْا بِسَتَغَفِّرِلْكُمْ رَسُولُ اللهِ Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu. (Q.S. Al-Munafiqun [64]: 5)

Makna-makna Ta'alay sebagaimana tercantum ayat-ayatnya di atas secara keseluruhan mengajak seseorang untuk selamat dan berbudi luhur agar tidak jatuh pada perbuatan syirik, menyekutukan Allah.

Begitu juga firman-Nya, لَهُ شَرِكَاءَ فِيْمَا أَتَافُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عِمَّا يُشْرِكُونَ لَهُ مَنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مَنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مِنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مِنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مَنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مَنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مَنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مَنْ يُشْرِكُونَ لَهُ مَنْ اللَّهُ عِنْ يُشْرِكُونَ فَيْمَا أَتَافُما فَتَعَالَى اللَّهُ عِنْ يُشْرِكُونَ فَيْمَا أَتَّافُما فَيْعَالِمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا الللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُو

Menurut beberapa tafsir bahwa kata ja'alaa (mereka berdua) tersebut berkenaan dengan jenis manusia secara umum, bukan disandarkan kepada Adam dan Hawa.11 Muhammad Sayyid Quthb di dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa nash Al-Qur'an seperti ini mengabarkan tentang tahapan-tahapan jiwa manusia. Kaum musyrikin pada zaman Rasulullah saw, menazarkan anakanaknya untuk berhala atau untuk berkhidmat di tempat-tempat pemujaan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah (zulfay).21 Padahal pandangan Islam, yang dibawa oleh Rasulullah saw, di dalam persoalan anak yang baru lahir adalah melakukan 'Agigah, Yakni menyembelih kambing, mencukur rambutnya dan memberi nama di hari yang ketujuh.3]

Abdullah Yusuf Ali menambahkan bahwa apa-apa (zulfay) yang dilakukan berkenaan

<sup>1.</sup> Lihat A. Hassan, *Tafsir Al-Furqon*, catatan kaki no. 1092, hlm. 333; Di dalam beberapa riwayat yang bersumber dari kalangan bani Isra'it, bahwa ayat tersebut mengomentari Adam dan hawa, di mana anak-anaknya terlahir tidak sempurna. Kemudian setan membujuk Adam dan Hawa dengan memberi nama 'Abdul Harits, "hamba petani". Imam Al-Maraghi mengomentari bahwa riwayat tersebut adalah khurafat yang sengaja dimasukkan oleh Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin 'Abdullahi; *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 8 juz 7 hlm. 204, fihat juga Muhammad Sayyid Quthb, *Fi Zhilodili Qur'on* (Di bawah Naungan Al-Qur'an), penerjemah: Drs. As'ad Yasin, diki, Cetakan Pertama, Rabi'ul Awal 1424 H/Mei 2003 M, Gema Insani Press-Jakarta, jilid 9 hlm. 110.

<sup>2.</sup> Muhammad Sayyid Quth, Op. Cit., hlm. 110.

<sup>3.</sup> Benkut riwayat yang berkenaan dengan 'Aqiqah.

من عائشة أنَّ البُولَ الله صلعم أما قم أن تُمِنَّ عِن الظَّافِرِ النَّامَرِ فَكَامِنتِنَ وَ عَلَيَ أَنْجَارِية النَّذُّ (وَوَأَهُ النَّامِ الوَّامِ الرَّمِينِيّ وَاسْعِيمُهِ)

<sup>&</sup>quot;Dari 'Arsyah bahwa Rasulullah saw. memerintah merekafpara sahabat) untuk meng'aqiqahkan anak lakr-laki dua ekor kambing yang telah cukup umur dan bagi perempuan seekor kambing."(Riwayat at-Tirmidzi, dan ia mensahihkannya)

عن مشرة أن رشول فقه صلعم قال أكل قُلام مُرتينُ يعضشته أنَّمية يبع سابعه. ويُحتق و يُستقى) رواه احسار والارجة وسحجه الترميس

<sup>&</sup>quot;Dari Samurah bahwa Rasulullah saw, bersabda (sehap anak laki tergadai dengan adigahnya, disembelihkan kambing pada han ketujuh, dicukur rambunya dan diberi namaj". Riwayat Ahmad dan Imam Empat, Lihat dua riwayat tersebut di Bulughui Morom, karya Ibriu Hajar Al-Atsgalani, Bab "Aqiqah, penerjemah" A. Hassan, Pustaka Tamam, Bangil (t.t.), hadis no. 1383 dan 1385.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dengan anak yang baru lahir di zaman jahiliyah adalah bentuk penyembahan palsu. Sebab kelahiran seorang anak-sebagai karunia yang sangat berharga-mereka mengadakan dengan hal-hal yang bersifat tahayyul, khurafat dalam berbagai upacaranya, sehingga menyebabkan orang kepada kehidupan berhala, pemujaan palsu, dengan ukuran-ukuran palsu yang merendahkan martabat Tuhan (Allah Swt.). <sup>11</sup>

#### (التغايز) At-Taghabun

Firman-Nya, يومُ الثقابن Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. (Q.S. At-Taghabuun [64]: 9)

Keterangan

At-Taghaabuun yakni bahwa hari Kiamat adalah yaumut-taghabuun. Karena pada saat itu ditampakkannya sebagian penghuni mahsyar kepada sebagian yang lain. Maka tampaklah orang-orang yang memegang kebenaran dan pemegang kebatilan, orang yang beriman dan yang kufur.<sup>21</sup>

#### (نفت) Tafatsa

Firman-Nya, ثم ليفضوا تنتيم: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka.... (Q.S. Al-Hajj [22]: 29) Keterangan

At-Tafatsu artinya kotoran. Maksudnya di sini ialah menggunting rambut dan meruncingkan kuku.  $^{3}$ 

## (تَفْسِيْر) Tafsiir

Firman-Nya, وأخسن تقبيرا: Yang paling baik penjelasannya. Lengkapnya, arti ayat tersebut berbunyi: Tidakkah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 33)

#### Keterangan

Kata *tafsiir* adalah bentuk *masdar*, berasal dari فَنْرَ بَفْسَرْ تَفْسَرْ وَهُسَرْ اللهِ Menurut Ar-Raghib, *al-fasru*  ialah menampakkan makna yang bisa dicerna oleh pikiran, <sup>11</sup>

### (تَفْشَلا) Tafsyala

Firman-Nya, بَاذَ هَمُتُ طَائِفَتَانَ مِنْكُمَ أَنْ تَفْشَلا Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 122)

#### Keterangan

Tafsyala maknanya karena takut. Imam Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa الفشلة, ialah الفشلة وتفارغتم إلى Ketakutan dan kelemahan. Begitu الغبّ والفيته إلا المحافظة وتفارغتم في الأخروغصينة من Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.... (Q.S. Ali Imraan [3]: 152)

# (تُفَنَّدُونَ} Tufanniduun

Firman-Nya, نَوْلاً أَنْ تَفْتَنُون Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu aku membenarkanmu). (Q.S. Yusuf [12]: 94)

#### Keterangan

lmam ash-Shabuni menjelaskan bahwa نَفْتَنُون, adalah tansibuuniy ila khurfin (menyandarkan kepadaku sebagai yang lemah akal, yang kacau pikirannya). Al-Ushmu'i mengatakan. apabila seseorang itu banyak bicara dalam hal-hal tahayyul, khurafat, Maka ia dinyatakan sebagai al-mufnidu. Az-Zamakhsyari mengatakan, bahwa أنفنندُ, adalah nisbah kepada الْمُنَدُّ, yakni al-kharfu wa inkaarul-'agli min hargamin(kacau pikirannya disebabkan telah tua renta). Dikatakan; شَيْغُ الْمُقْتَشِيْد, dan tidak boleh dikatakan 'ajuuzun mufnidun. Karena ia pada masa mudanya tidak menfungsikan pikirannya, Maka masa tuanya ia menjadi pikun.<sup>3]</sup>

Firman-Nya, وَلَا فَصَلَتَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لاجِدَ (Q.S. Yusuf; 12: 94) Maka, Tufanniduun maksudnya ialah Kalian menuduhku rusak, lemah akal dan pikun. 4

Demikian penjelasan secara ringkas yang saya ambil dari Abdullah Yusuf 'Ali, Al-Qur'an Terjemah dan Tatsirnya, catatan kaki no. 1165, hlm. 399.

<sup>2.</sup> Fothul Qadin, plid 5 him 237

<sup>3.</sup> Tufsir Al-Moroghi, jihid 6 juz 17 film. 106

<sup>3.</sup> Mu'ıam Mufradat Aifoazhil Qur'on, hlm. 394

<sup>2</sup> Shafwaatut-Tafaasur, jilid 1 hlm. 227; Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 394.

Ibid, jilid. 2 hlm. 67; lihat, Ma jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 400, Tajsir Al-Maraghi, jilid 5 juz. 13 hlm. 36-37.

<sup>&</sup>amp; Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 400

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



# (ثَقُفُ) Taqfu

Fírman-Nya, وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. (Q.S. Al-Isra' [17]: 36)

Keterangan

#### (تَقْيَرُ) Taghar

Firman-Nya, فَأَمُّا الْيَتِيْمُ فَلَا تَقْهُر Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. (Q.S. Adh-Dhuhaaa; [93]: 9)

Keterangan

Fala taqhar dalam ayat tersebut maksudnya ialah janganlah menghinakannya dan jangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. <sup>3</sup>

### (اَلْتُقُوَى) At-Taqway

Firman-Nya, لَنْ يِنَالُ اللّٰهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاوُهَا وَلَكِنَ Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. (Q.S. Al-Hajj [22]: 37)

Keterangan

Qurban adalah pendekatan kepada Allah maka yang dibutuhkan adalah ketakwaan. Sedangkan darah dan daging (penyembelihan penyembelihan ternak) adalah syariat.

At-taqway berasal dari kata al-wiqaayah, bentuk masdar dari وَقَ يَقِي وَفَايَةُ. Yakni al-<u>H</u>imaayah (اَلْجِمَايَةُ), "penjagaan. Dan asal at-taqway menurut lughat adalah qillatul kalaam (وَلَقَ الْكُرُمِ), "sedikit bicara" demikian yang diceritakan Ibnu Faris. أَلَّمَا

Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa 'Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai taqwa. Namun Ubay balik bertanya, "Tidak pernahkah anda melewati satu jalan yang penuh duri?" 'Umar

menjawab, "Ya, aku pernah". Tanya Ubay lagi, "Apa yang anda lakukan?" 'Umar menjawab, "Saya waspada dan bersungguh-sungguh". Lalu, kata Ubay bin Ka'ab: Itulah taqwa."

Adapun Taqwal quluub (Q.S. Al-Hajj [22]: 32) orang yang mengerjakan upacara-upaca agama yang lahir, seperti thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, Qurban dan lain-lain berarti ada mempunyai kebaikan dan kebaktian kepada Allah. Sebaliknya adalah suatu kejelekan mereka yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala atas nama agama Allah padahal Allah tidak perintah.<sup>2</sup>]

Sedangkan taqwa yang sebenarnya, berdasarkan bunyi ayat, الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته (al-ayah), adalah menerima ajaran yang dibawa Muhammad saw dengan penuh kepasrahan dan landasan iman, tidak seperti mentalitas Yahudi dan Nasrani, mengubah dengan bentuk menambah dan mengurangi ketetapan syariat. Baca Islam.

### (التُكَاثُرُ) At-Takaatsur

Fírman-Nya, اَلْهَاكُمُ النَّكَافُر: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. (Q.S. At-Takaatsur [102]: 1)

#### Keterangan

At-takaatsur (wazan tafaa'ul) ialah 'bermegah-megahan dalam harta Misalnya seorang mengatakan kepada orang lain, "Harta milikku lebih banyak dibanding harta milikmu". Sebaliknya, orang yang diajak bicara tadi membalasnya dengan mengatakan, "Akulah yang mempunyai harta". Kemudian ia mengatakan lebih lanjut, "Aku lebih banyak mempunyai anak, dan lebih banyak mempunyai tukang pukul, dan aku siap bertempur", demikian seterusnya.31 Yakni at-takaatsur dimaksudkan dengan saling bermegahan antara satu kabilah dengan kabilah lain dengan membanggakan harta. keturunan dan pengikut dalam hidupnya. 41

<sup>4.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 280-281.



<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, plid 5 juz 15 hlm. 31.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., him. 425.

<sup>3</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jılıd 10 juz 30 hlm. 184.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 film. 112.

<sup>1.</sup> Ibnu Kotsir (ringkasan), jilid 1 hlm. 39.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no. 2365 hlm, 649.

<sup>3</sup> *Tofsir Al-Moroghi*, jilid 10 juz 30 film. 229; ibnu Abbas mengatakan bahwa *at-takoɑtsur* adalah berlebih-lebihan dari hal anak dan harta. Lihat, *Shahih Al-Bukhori*, jilid 3 him. 231.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



# (تٰکُوَی) Tukwa

Firman-Nya, الْتَكُونَى يَا جِنَاهُمْمُ وَجُنُونِهُمْ وَظُهُورَهُمْ وَطُهُورَهُمْ الْمُعْوِرُهُمْ Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Arti selengkapnya ayat tersebut: Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q.S. At-Taubah [9]: 36)

Keterangan

Di dalam *Mu'jam* disebutkan, کڼهٔ چې yakni membakar kulitnya dengan besi yang membara atau dengan yang semisalnya. <sup>۱۱</sup> Dan Ar-Raghib menjelaskan, کویت الدّانه بالنار کیا (saya memanggang daging hewan di atas api). <sup>21</sup>

# (تَلُظُّى) Talazh-zhaa

Firman-Nya, قَانَدْرَنْكُم نَارَا تُلَقِلُ : Maka Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Al-Lail [92]: 14)

Keterangan

لفظى, maknanya nyala api (al-lahab). Ada juga yang mengatakan ida artinya neraka (an-Naar). Sebagaimana firman-Nya, كلا إنها نظى Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 15)

Sedangkan بتلظى, asal katanya adalah بتلظى, yakni api yang menyala-nyala (tatawaqqadu wa tatalahhabu). Dikatakan, النظيت بقطة أثنار تنطق , yang artinya sama dengan النظيت المنطق . Maka berangkat dari sini, bahwa bahasa Arab menamakan api dengan talazhaha.

# (تَلْقَفُ) Talaqqafu

Firman-Nya, فاذا هي تلقف ما يافكون maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 117)

#### Keterangan

Dikatakan, لَقَفَ الشَّنَى وَلَكُمُّن , yakni mengambil sesuatu dengan tangkas dan cepat. المقال Sedang, talqafu berarti menelan dengan cepat. المقال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

# (تُلُّ) Talla

Firman-Nya, فَلَمَا أَسْلَمَا وَلَلْهُ لِلْجَبِينِ: Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya). (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 103)

Keterangan

Talla-hu, adalah صرعة, artinya membaringkannya di atas tanah. <sup>3]</sup> Asal at-tallu ialah tempat yang tinggi (al-Makaanul Murtafi') dan at-taliil adalah yang tua (al-'atiig). <sup>4]</sup>

# (تلٰیَ) Talaa

Firman-Nya, يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ النَّيْلِ وَمُمْ يِسْعَدُونَ.

Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa
malam hari, sedang mereka juga bersujud
(sembahyang). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 113)

Keterangan

التعلاقة Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa والقبرانة, berasal dari الاعتباع, artinya mengikuti. Jadi seolah-olah yang dimaksud dengan al-qiraa'ah adalah mengikuti kata demi kata. أ

Berikut makna kata-kata talay yatlu yang tertera di beberapa tempat:

- 1) Firman-Nya, والقمرية: تلاما (Q.S. Asy-Syams [91]: 2) bahwa *Talaaha* berarti mengiringinya. Dikatakan *talaa fulaanun fulaanan*, "si fulan mengikutinya atau mengiringinya". 61
- وَانْ اَثَلُوا الْقُرِّ اَنْ فَمَنِ اَهْتَدَى فَانَّمَا مِبْتَدِي لَنْفَسِهِ . Firman-Nya (Q.S. An-Naml [27]) وَمَنْ ضِلُ فَقُلُ إِنْهَا أَنَّا مِنْ الْنَتْرِينَ (Q.S. An-Naml [27]) Maka, *atluul-Qur-aan* maksudnya ialah aku rajin membaca Al-Qur'an. <sup>7</sup>

t. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kaf hlm. 806.

<sup>2</sup> Mu'jam Mufradar Alfaazhil Qur'an, hlm. 461.

<sup>3</sup> At-Kasysydof, juz 4 hins 158.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 29 hlm. 66.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 5lm. 177.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 3 juz 9 hlm. 31.

<sup>2</sup> Ibid, jihd 7 juz 19 hlm 59.

Ghorribul-Qur'an wa Tafsiruhu, hlm. 152, Kamus Al-Munawwir, hlm. 773

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhii Qur'an, hlm. 71.

<sup>5.</sup> Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 82.

<sup>6.</sup> Tafsır Ai Maroghi, şilid 10 juz 30 hlm. 182.

<sup>7.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 26.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-OUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 3) Firman-Nva. تَتُلُوا عَلَيْكَ مِنْ ثَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ (Q.S. Al-Qashaash [28]: 3) bahwa بِقُومَ يُؤْمِنُونَ natluu 'alaika maksudnya ialah Kami turunkan kepadamu.13
- (وَاتَبِعُوا مَا تَقُلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلُك شَلْيُمَانَ , Firman-Nya ( الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلُك شَلْيُمَانَ Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 102)

Yatluunal-kitaab, di dalam avat tersebut Maka, tatluu, adalah tahaddatsa wa tarwiya, artinya menceritakan, meriwayatkan, Terambil dari at-tilaawah dengan makna al-airaa'ah (bacaan), atau terambil dari at-tilaawah dengan makna al-itba'u (mengikuti).

Menurut Imam Ath-Thabari, oleh karenanya orang mengatakan: مُوَ نَتُلُوا كُذَا, yang dalam kalam 'Arab memiliki dua makna, antara lain; itba', sebagaimana anda mengatakan; نَلْهُ ذُ فُلانَ, bila seseorang berjalan di belakang si Fulan dan mengikuti langkahnya. Kemudian makna yang lain adalah al-qira'ah wa ad-dirasah (membaca, mempelajari). Seperti anda mengatakan; فُلانٌ نظن القران, maksudnya, si Fulan membaca dan mempelajari Al-Qur'an.2]

### (التَّاليَاتَ) At-Taaliyaat

Firman-Nya, فَالْقَالِيَاتُ ذَكُرُا dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 3)

#### Keterangan

At-Taaliyaati adalah الثنائي, yakni الفارئ, artinya "yang membacakan".33 Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa at-taaliyaatidzdzikray adalah malaikat yang membacakan Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Ibnu Zubair dan As-Suday.4]

# (تَمَاثِيْلُ) Tamaatsil

النَّعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِبِ وَتُمَالِيلَ Firman-Nya, النَّعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِبِ وَتُمَالِيلَ Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung.... (Q.S. Saba' [34]: 13)

#### Keterangan

تمانين: Patung-patung. At-tomootsil adalah kata dalam bentuk jamak dari timtsaal (تنفار), yakni bentuk yang dibuat menyerupai makhluk buatan Allah, seperti burung, pohon atau manusia. Yang dimaksud di sini ialah patung-patung, dan dinamakan demikian untuk menghinakan perkaranya. 🗓

### (تُمْسُونَ) Tumsuuna

: فَسُبُحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَبِعُونَ ,Firman-Nya Maka bertasbihlah kepada Aliah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu kamu berada di waktu subuh. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 17)

#### Keterangan

Dikatakan: أَمْسَى الْقَوْمُ (mereka mengadakan perjalanan di waktu sore hari (al-masaa'), dan al-masaa' sendiri adalah waktu antara waktu zhuhur hingga maghrib, atau hingga tengah malam (nishful-lail).21

# ِ (تُمُّ) Tamma

الْيُوْمُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتَمَمَّتُ عَلَيْكُمْ , Firman-Nya -pada hari ini telah Ku... : نَعْمَتَى وَرُصَبِتُ لَكُمُ الْإِسلامُ دِينَا sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.... (Q.S. Al-Maa-idah (51: 3)

وتمت كلِمَةُ رَبَكَ صِدَقًا وعَدِلًا لاَ مَيْدُلِ الكلفاته وفؤ الشميغ العليم Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-An'am [6]: 115)

#### Keterangan

Tammat: sempurna. Sedang kesempurnaan sesuatu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, ialah sampainya sesuatu ke batas di mana ia tidak memerlukan lagi perkara lain di luar sesuatu itu. Sedang kesempurnaan kalimat (Al-Qur'an) di sini

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasrith, juz 2 bab mim hlm. 870



<sup>1</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 31.

<sup>2.</sup> Ath-Thabari, Tofsir Ath-Thobori, jilid 2 hlm. 407; Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 82.

<sup>3.</sup> Ghoriibul-Qur'an wa Tofsiiruhu, hlm. 149; Az-Zamakhsyari, Al-Kasyayaaf, juz 3 hlm. 333.

<sup>4.</sup> Fathul Qadiir, jilid 4 hlm. 386.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 6 juz 17 hlm. 43; Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'on, hlm. 481-482.



#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ialah bahwa Al-Qur'an itu cukup memadai secara sempurna, sebagai suatu mukjizat dan bukti atas kebenaran Rasul saw.<sup>1]</sup>

Adapun firman-Nya, وَوَاتِي اللَّهُ إِلاَ اَنْ يُتِمْ نُورَة Allah tidak mengehendaki selain *menyempur-nakan* cahaya-Nya. (Q.S. At-Taubah [9]: 32)

Fìrman-Nya, وَثَمَتَ كَلَمَةُ رَبِكَ الْحُسِيِّي عَلَى بِنِي إسرائيل بِما (Q.S. Al-A'raaf [7]: 137) bahwa *Tamaamusy-syay-a*: sampainya sesuatu kepada batasnya yang terakhir.<sup>2</sup>I

Firman-Nya, وَإِدِ ابْتِلَى إِبْرَاهِيم رَبُّهُ بِكِلِمَاتٍ فَاتَمَيْنَ قَالَ الْيَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 124) bahwa Atammahunna maksudnya ialah menghabiskan hari-hari tersebut secara baik, dan sempurna tidak terlalu terburu-buru dan tidak terlalu lambat. <sup>20</sup> Baca Abag.

### (تُمْنَى Tumna (تُمْنَى)

Firman-Nya, مِنْ نَطَفَةِ إِذَا نَعَنَى dari air mani, apabila dipancarkan. (Q.S. An-Najm [53]: 46)

#### Keterangan

Tumna yang tertera di dalam ayat tersebut maksudnya ialah dicurahkan ke dalam rahim. Berasal dari kata-kata, أَفَى الرَجُلُ وَمِنْ , yakni laki-laki itu mencurahkan air maninya. أما Maksudnya, air mani laki-laki dalam keadaan sehat berupa cairan kental keputih-putihan yang keluar dari kemaluannya ketika syahwat memuncak yang darinya menjadi anak, sedang mani pada perempuan bentuknya encer dan kekuning-kuningan. أ

Ar-Raghib menjelaskan bahwa *al-manyu* adalah *at-taqdiir* (ketentuan, ukuran). Dikatakan بين الله بين الله , yakni Yang Memberi keputusan (Allah Swt.) telah menentukan kepadamu. المعاملة Maka pengertian ayat tersebut berarti telah ditentukan dengan keagungan *ilahi* tentang sesuatu yang belum terwujud darinya.

# (تُمَثِّى) Tamanniy

قَلْ انْ كَانِتْ لِكُمْ الدَّازُ الأَخْرَةُ عَنْدَ اللَّهِ خَالَصِهُ .Firman-Nya Katakanlah: "Jika مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا المُوْتِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, Maka inginilah kematian (mu), jika kamu memang benar". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 94)

#### Keterangan

Dan tamannaul-mauta, "mencita-citakan kematian", sebagai tantangan terhadap ahli kitab yang beranggapan kampung akhirat(surga) itu hanya untuknya. Tantangan senada juga dinyatakan di ayat lain: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُنُ الْجَنَّةُ إِلا مَنْ كَانَ مَالِيَهُمْ قُلُ هَالُوا لِمُوا لَوْنَصَارَى بِلْكَ آمَانِيُّمْ قُلُ هَالُوا لِمُوا لَكُمُ إِن كُنتُم صابقين وَقَالُوا لَنْ يَدْخُنُ الْجَنَّةُ إِلا مَنْ كَانَ مَالِيَهُمْ قُلُ هَالُوا لِمُوا لَكُنتُم صابقين وقالُوا لَوْنَصَارَى بِلْكَ آمَانِيُّمْ قُلُ هَالُوا لِمُوا لَكُمُ إِن كُنتُم صابقين Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 111)

Sedangkan firman-Nya, وَوَيْتُمْ أُمِتُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 78)

Maka, *Al-Amaaniy* yang tertera di dalam ayat tersebut artinya "bacaan-bacaan". Bentuk tunggalnya (*mufrad*) adalah أُمنية, yakni tanpa bisa memahami. Dan berkenaan dengan anggapan Yahudi dan Nasrani yang kosong, surga hanya untuknya, maka mereka tidak bersedia membaca kitabnya, sehingga hasil bacaannya pun nihil

<sup>1.</sup> Ma'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, film. 82; Tafsir Al-Maraghi, isid 3 juz 8 him. 8

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 47.

<sup>3.</sup> *lbid.* jikd 1 juz 1 hlm. 210.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 9 juz 27 him, 62.

<sup>5.</sup> Mu'jam Lughatul Fugaha', him. 435-436.

<sup>6.</sup> Mu'jam Mufradet Alfoaznii Qur'an, him 496.

<sup>7.</sup> Ibid, hlm. 496

<sup>1.</sup> Ibid, him 496.



#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Makna yang senada diungkapkan oleh seorang penyair, Ka'ab Ibnu Zubair yang berbunyi,

تُمَنَّى كِتَابِ اللهِ أَوْلَ لَيْلَةٍ

وأجره لاق جمام المقادر

"Membaca Kitabullah di awal malam hari dan di akhirnya tetapi hasilnya nihil". <sup>1</sup>

#### (تُمَارُ) Tamaara

Firman-Nya, وَلَقْدَ أَنْدَرُهُمْ بَطَقَتْنا فَتَهَارُوا بِالنَّذْرِ sesungguhnya telah ancam mereka dengan siksaan Kami, tetapi mereka ragu-ragu terhadap ancaman itu. (Q.S. Al-Qamar [54]: 36)

Keterangan

Tamaarau bin-nudzur, maksudnya mereka ragu terhadap peringatan-peringatan dan tidak membenarkannya. Di dalam Kamus disebutkan Tamaara, "lewat". Dan المُنْفَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبَةُ وَالْرَبِيقُوا اللّهُ وَالْرَبْعُ وَالْمُعِلِّينُ وَالْرَبِهُ وَالْرَبِينُ وَالْرَبَاقُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْرَبَةُ وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلِّينَ وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِمُعِلِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِي

Begitu juga firman-Nya, نلا إِنْ النَّذِينِ Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 18) Maka, yumaaruun(mereka berdebat). Berasal dari مَرْبَتُ النَّافَة, yang artinya kamu mengusap tetek unta untuk memerah susunya. Dikatakan demikian. karena masing-masing dari dua orang yang berdebat pendapat menyuruh lawannya untuk mengeluarkan isi hatinya. 4

# (تَنُوْر) Tanur

Firman-Nya, فَأُوَدُنِنَا إِلَيْهِ أَنِ اصَّبِعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُبُنا وَوَحْبِنَا النَّيْنِ الْشَيْنِ الْشَيْنِ الْشَيْنِ الْمُلَا وَفَارَ التَّفُودُ فَاسَلَكُ فِهَا مِنْ كُلِّ رَوْجَيْنَ الْشَيْنِ Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, Maka apabila perintah Kami telah datang dan tannur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), (Q.5. Al-Mu'minuun [23]: 27)

#### Keterangan

At-Tanuur ialah permukaan bumi. 11 Ada pula yang mengatakan bahwa at-tanuur berarti dapur tempat memasak roti. Kata ini sama-sama digunakan dalam bahasa Arab maupun A'jam (Persia). 21

### (تَنَانَزُ) Tanaabazu

Firman-Nya, وَلاَ تَنْاتِرُوا بِالْآلَفَابِ Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang buruk. (Q.S. Al-Hujuraat [49]:11)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa انتنابؤ ialah saling mengejek dan panggit memanggil dengan gelar-gelar yang tidak disukai oleh seseorang.<sup>31</sup>

# (تأب تُوْنَةً) Taaba

Taaba yatuubu taubatan, artinya kembali.
Dan at-tawwaabun (الْتُوَابُونَ), berarti yang banyak bertaubat, dan sekaligus sebagai salah satu dari asma Allah, artinya 'Yang banyak menerima taubat dari para hamba-Nya'. Maksudnya, Allah memberikan ilham kepada para hambanya untuk bertaubat dan sekaligus menerima taubat hamba-Nya. <sup>4</sup>

Firman-Nya, إِنَّهُ كُلَمَاتٍ فَتَاتِ عَلَيْهِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 37) Maka, at-tawwaab artinya penerima taubat hambahamba-Nya tanpa henti-hentinya. Jadi, betapa besar dosa yang dilakukan oleh seseorang, jika ia menyesali apa yang telah dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi, maka taubatnya akan diterima Allah. Sedang ar-rahim, berarti yang selalu meliputi hamba-hamba-Nya dengan kasih sayang jika mereka kembali kepada-Nya atau bertaubat dari kesalahan yang mereka lakukan. 51

Hubungan antara at-tawwaab dan arrahiim, berarti Pemberi taubat dan Maha Pengasih. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu berbuat baik terhadap para hamba-Nya yang mau bertaubat, sekaligus memberi ampunan dan maghfirah kepada mereka. 6]

<sup>1.</sup> Tafşır Al-Maraghı, jilid 1 juz 1 hlm. 152.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 93.

<sup>3.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 1330.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 25 hlm. 30.

<sup>1</sup> *loid*, plid 6 juz 18 hlm. 17

<sup>2</sup> *Ibid*, jilid 4 jez 12 hlm. 36

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm 132

<sup>4</sup> Kitab At-Tashil In 'Uluumit-Tanzil, juz 1 hlm. 17.

S. Tafsir Al-Moraghi, jilid I juz 1 hlm. 87.

<sup>6.</sup> Ibid, jelid 1 juz 1 hlm. 92.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

\*

Di antara maksud taaba, "bertobat", yang tertera di sejumlah ayat adalah sebagai berikut:

- 1) Firman-Nya, ثَنْنَا وَاجْعِلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ فَرَبْتِنَا أَمُّةُ مُسْلِمَةً (Q.S. Al-Baqarah [2]: 128) Maka, Taabal-ʻabdu ilaa Rabbihi maksudnya ialah jika hamba tersebut kembali kepada jalan Tuhannya karena orang yang melakukan dosa berarti telah berpaling dari Allah dan rida-Nya.
- Firman-Nya, إِلاَ النَّبِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبِيْنُوا فَأُولِئِكَ أَنُوبُ الرَّحِيمُ
   Q.S. Al-Baqarah [2]: 160)
   Maka, taabuu berarti kembali dan sadar untuk tidak menyembunyikan kebenaran lagi.<sup>2</sup>
- 3) Firman-Nya, قُلْ هُوْ رَبِي لاَ إِلهَ إِلاْ هُو عَلَيْهِ تَوْكَلَتُ وَالْنِهِ Katakanlah: "Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat". (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 30) Yakni, hanya kepada Allah sebagai tempat kembali dalam bertaubat (mataab).<sup>3)</sup>

Adapun نبيات artinya yang taubat. (Q.S. At-Tahrim [66]: 5) menurut Ar-Raghib, dikatakan kepada orang yang mengerahkan segala kemampuannya untuk bertaubat dan untuk yang menerima taubat, maka seorang hamba adalah yang bertaubat kepada Allah, sedang Allah sebagai yang menerima taubat hamba-Nya. 4

# (تأزةً) Taaratan

Firman-Nya, مَهَا خَلَفَنَاكُمْ وَفَهَا نَعْدِنُكُمْ وَمِنْهَا نَعْرَجُكُمْ وَمِنْهَا نَعْرَةُ أَخْرَى dan bumi tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. (Q.S. Thaaha [20]: 55)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelasakna bahwa غازة, berasal dari kata آلثتواترة Kata Al-Asma'i, taaratan ialah keberturutan di antara beberapa perkara dengan adanya jeda dan keterlambatan di antaranya. أ

# (الْتَهَجُّدُ) At-Tahajjud

Firman-Nya, وَمِنَ الْلَئِلُ فَتَهَجُدُ بِهِ Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu. (Q.5. Al-Isra' [17]: 79)

Keterangan

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa at-Tahajjud (النَّهَجُنَّة), berasal dari kata النَّهُجُنَّة, kata ini termasuk jenis al-idhdad (satu kata yang memiliki dua arti yang saling berlawanan), karena ia (al-hujud), berarti "tidur" dan juga berarti "bangun dari tidur". Kemudian Tahajjud menjadi nama bagi salat malam yang dilakukan setelah tidur. Al-Hajjaj bin 'Umar berkata: Apakah seseorang dari kamu menyangka apabila salat pada malam hari seluruhnya dinamakan tahajjud? Tahajjud itu hanyalah nama salat yang dilakukan setelah tidur, kemudian salat setelah tidur. Demikian salat Rasulullah saw. 11

# (تُوْرُوْن) Tuuruun

Firman-Nya, آڤَوْزَائِيْمُ النَّارَالَيِّ تُورُونَ; Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu). (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 71)

Keterangan

Tuuruun maknanya mereka mengeluarkan bara api dari kurma yang kering. Dan dikatakan: وَوَنِهِ النَّارِ , apabila menyalakan api. الْوَرَهِدِ النَّارِ mengeluarkan dan mencetuskan api. <sup>3</sup>

# (التَيْنُ) At-Tiin

At-Tiin adalah tempat tinggal Nuh a.s. yang banyak ditumbuhi pohon Tiin. Kata والقن adalah sumpah. Yang pengertiannya lit-tanbiih (agar jadi perhatian, menggugah). A. Hassan menjelaskan, Perhatikanlah At-Tiin, yaitu tempat tinggal Nabi Nuh a.s. di mana banyak pohon Tiin supaya engkau dapat memikirkan bagaimana keadaan Nai Nuh dengan umatnya yang begitu durhaka; dan perhatikanlah pula pohon Zaitun yaitu tanah Baitul Maqdis yang makmur dengan pohon-pohon zaitun yang telah padanya beberapa kejadian

<sup>1.</sup> Ibid, jilið 1 juz 1 hlm. 214.

<sup>2.</sup> Ibid, jılıd 1 yuz 2 hlm. 29

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihid Sijuz 13 hlm. 102.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 72.

<sup>5</sup> *ibid, j*ilid 6 juz 18 hlm. 24; lihat penjelasan tersebut di dalam sural Al-Mu'minuun (23]: 44; *Tooraton: morrotan* (sekali), dan jamaknya adalah قيمة كنائية Lihat, *Shahih Al-Bukhon*i, jilid 3 hlm. 154.

Al-Qurtubi, Al-Jaomi'u li-Ahkaamil-Qur'an, juz 10 hlm. 308; lihat juga Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 534.

<sup>2.</sup> Fathul Qodiir, jilid 5 hlm. 158.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jihd 9 juz 27 hlm. 145.

# **+**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang besar. Menurut Ar-Raghib, at-tiin dan azzaituun keduanya adalah gunung ada juga yang mengatakan keduanya adalah sesuatu yang dimakan. Sedang النين, menurut Ustadz Imam Muhammad Abduh, yang dimaksud adalah pohon tempat Nabi Adam bernaung tatkala di surga. Surat At-Tiin [95]: 1.

# (تَأُوبِلٌ) Ta'wiil

Firman-Nya, قال هذا فراق بيني وبينك سأنينك 'Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 78)

#### Keterangan

At-ta'wiil, berasal dari kata أَنْ الأَمْرَ إِلَى كَانَا المُعْرَاقِي كَانَا المُعْرَاقِي كَالَّهُ وَالْمُعَالِّمُ لَا اللهُ وَالْمُعَالِّمُ اللهُ وَالْمُعَالِّمُ اللهُ وَالْمُعَالِّمُ اللهُ وَالْمُعَالِّمُ اللهُ وَالْمُعَالِّمُ اللهُ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

Adapun kata Ta'wiil, berarti "terlaksananya هل بنظرون , kebenaran". Sebagaimana firman-Nya الا تأويلة: Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran) Al-Qur'an itu. Arti selengkapnya: Tiadalah mereka menunggununggu kecuali (terlaksananya kebenaran) Al-Qur'an itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Our'an itu, berkatalah orangorang yang melupakannya sebelum "Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafa'at yang akan memberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan (ke dunia) sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan?" Sungguh mereka telah merugikan diri sendiri dan telah lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan (Q.S. Al-A'raaf [7]: 52)

Kemudian, Ta'wiilu Ru'yaaya, yang tertera di dalam Surat Yusuf ayat 100, maksudnya, ialah kesudahan dan akhir mimpiku. <sup>1</sup>

#### (تأَهْ يُتَيُّهُ) Taaha

Firman-Nya, بَتَيَوْنَ فِي الْأَرْضِ: Mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (Padang Tin). (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 26)

Keterangan

Dikatakan: تاه ينبه, yang artinya bingung. Mufaozotun taihaa, adalah padang yang membuat bingung orang yang menempuhnya, karena tidak ada rambu-rambu jalan yang bisa dijadikan pedoman. Kata tersebut menceritakan kebingungan, terlunta-lunta di bumi yang dialami oleh bani Isra'il selama empat puluh tahun.

# (تَيْمُمُ) Tayammamu

Tayammamu, menurut lughat, berarti sengaja (القصد). Dikatakan; بينمنية برنبين artinya dengan lembingku sengaja kutusukkan kepadanya. Maksudnya, bukan lembing selain lembing milikku, namun ia adalah lembing milikku. Al-Khalil berdendang:

يمَمْتُهُ الرَمْحَ شَرْرَا ثُمَّ قُلْتُ لَهُ

هَذِّي الْبَسَالَةُ لَا لَعِبُ الْزَحَالِيقَ

"Aku tidak tahu bila daerah yang kutuju di mana saja aku menghendaki kebaikan (mengapa) keduanya menghinaku".

Sedangkan, menurut syara' adalah mengusap wajah dan kedua (telapak) tangan dengan debu dengan maksud bersuci. Maka dari itu, penyair menggabungkan dua makna di atas dengan ucapannya,

تيمَمَتُكُمْ لِمَا فُقِدْتُ أُولِمَالِنَّهِي

وَمَنَّ لَمُ يُجِدُ (مَاءً)تَيمَمُ بِاللَّرْبِ

"Aku sengaja (bertanya) kepada kalian di saat aku kehilangan orang yang punya pikiran (ahli fatwa), dan barangsiapa tidak mendapatkan air hendaklah ia bertayammum dengan debu".<sup>4</sup>

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Furgon, catatan kaki no. 4486 hlm. 1217

<sup>2</sup> Mu'jam Mufrador Alfaazhil Qur'an, hlm. 73.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm 193.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jihd 6 juz **16 h**lm. 4.

<sup>1.</sup> *Ibid*, pird S juz 13 hlm. 42

<sup>2.</sup> tbid. julid 2 juz 6 hlm. 93.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 73.

Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 3 hlm. 479. Bait syair di atas adalah milik 'Amir bin Malik, lihat Al-Jaami' (i-Ahkoami) Qur'an, juz 5 hlm. 231.

# ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an





# (ثُبَاتٌ) Tsubaatun (اثْبَتَ) Tsabata

Firman Allah Swt., يَانَهُا النَّذِينَ ءَامِنُوا إِنْ تَنْصَرُوا : Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S. Muhammad [47]: 7)

Keterangan

Yutsabbitu aqdaamakum ialah Dia (Allah) meneguhkan telapak kakimu. Maksudnya, Dia memberi taufik kepadamu hingga dapat senantiasa melakukan ketaatan kepada-Nya. <sup>1</sup>

Sedangkan di antara wujud yutsbbitu aqdaamakum adalah totsbiitan min anfusihim dimaksudkan untuk memantapkan dirinya dan keimanan dan ihsan, dengan cara merelakan dirinya ketika menginfakkan, yang perasaan bakhil dan keinginan menguasai harta tidak bisa berkutik lagi dalam rangka mengeluarkan infak.<sup>21</sup> Sebagaimana firman-Nya, مَنْ اللَّهُ وَنَفْيَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَنَفْيَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَنَفْيَهُمْ مِنْ اللَّهُ وَنَفْيَهُمْ مِنْ اللَّهِ وَنَفْيَهُمْ مِنْ اللَّهِ وَنَفْيَهُمْ مِنْ اللَّهِ وَنَفْيَهُمْ مِنْ اللَّهِ وَنَفْيَهُمْ مِنْ وَالِنَّهُ وَنَفْيَهُمْ مِنْ وَالْقُلْهُمْ مَنْ مِنْ اللَّهُ وَنَفْيَهُمْ مِنْ وَالْمُ وَلَالِهُمْ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُهُمْ وَالْمُ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَلَيْكُمْ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَلْمُعْمِى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمِي وَلِمُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُع

Tsubaat, juga berarti kelompok, karena dengannya masing-masing individu terikat dengan kesatuan, kerja sama. Misalnya bunyi ayat, غنفروا نبات أو انفروا خبيعا ... dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok atau majulah bersama. (Q.S. An-Nisa' [4]: 71)

Ats-Tsubaat adalah kata bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya *Tsubtun*, yaitu jama'ah yang menyendiri.<sup>3)</sup> Dikatakan: تُبَتْ عَلَىٰ فَلَانِ,yakni saya masih ingat satu persatu tentang perangainya.<sup>4)</sup>

Dan Tsabata juga berarti "memenjarakan". misalnya, وَإِذْ يَمَكُرْ بِكَ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيُعْبِنُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يَغْبُونَ Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. (Q.5. Al-Anfaal [8]: 31) Maka, Yutsbituuka maksudnya ialah mereka mengikatmu dengan tali atau membelenggumu lalu menjebloskan ke dalam penjara, sehingga kamu tidak bisa bergerak.<sup>13</sup>

### (ثُنَيَات) Tsayyibaat

Firman-Nya, غَابِدَاتٍ مَنَابِحَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكُوا ... yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan perawan. (Q.S. At-Tahrim [66]: 5)

Keterangan

Ats-Tsayyibu adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya (janda). Misalnya sabda Nabi saw., "Ats-Tsayyibu ahaqqu bi-nafsiha." (Janda itu lebih berhak atas dirinya).<sup>2]</sup>

# (ئَبُوْراً) Tsabuura

Firman-Nya, فسؤف يدغو ثُنُورَا: Maka dia akan berteriak: "Celakalah aku". (Q.S. Al-Insyiqaaq [85]: 11)

Keterangan

Menurut Imam Al-Maraghi Ats-Tsubuur ialah celaka. Ketika itu ada suara memanggil mereka, "Hai orang-orang celaka! Kemarilah! Kini tibalah giliran kalian". "Dikatakan: ثَيْرِهُلانُ – ثَيْرًا وَتَبُورًا وَالْمُؤْرَاء . Berarti halaka (celaka).

Begitu juga firman-Nya, وَإِنِّي لَاطْتُكُتُ بِالْوَرْعَوْنُ Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. (Q.S. Al-Isra' [17]: 102)

Adapun firman-Nya, وَإِذَا الْقُوا مِنْهَا مُكَاتِل Dan apabila mereka نَصْبَقًا مُقْرَّتِينَ دَعُوا مِنَائِكَ ثَبُورًا: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. (Q.S. Al-Furqan [25]: 13)

Maka مَثْيُوراً, dalam ayat tersebut artinya "binasa". Demikian tafsir yang diriwayatkan dari

<sup>1.</sup> Tafsır At-Maraghi, jilid 9 yuz 26 film. 47.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 35

<sup>3.</sup> *ibid*, jifid 2 juz 5 hlm. 86.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 75

<sup>1</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 9 hlm. 197.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Mu'jom Mufradot Alfaazhil Qur'an, him. 80.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 10 puz 30 hlm. 89.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab tsa hlm. 93.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Al-Hasan dan Mujahid. Az-Zuzaj mengatakan, bila orang berkata: ثَيْر الْرَجْل , artinya orang lakilaki itu telah binasa. Begitu pula orang yang mengatakan, يَنْ غَ بِالْتُونِ وَالْثَنْبُورِ, artinya si Fulan berdoa supaya mendapat kecelakaan dan kebinasaan, yakni ketika ia mendapat musibah, sebagaimana Allah berfirman,

تَدَعُوا الْيَوْمَ ثُنُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا نُبُورًا كَثِيرًا "Mereka di sana mengharapkan kebinasaan. (Akan dikatakan kepada mereka), "Janganlah kamu sekalian mengharapkan suatu kebinasaan melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak"."

# (ثُبَط) Tsabatha

Firman-Nya, وَلَوْ نُواكُوا الْخُرُوجَ لِأَعْدُوا لَهُ عَنْهُ وَلَكِنْ كُوهُ الْفُكُوا مَعَ الْفُاعِدِينَ Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, Maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka: "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu." (Q.S. At-Taubah [9]: 46)

#### Keterangan

At-Tatsbiith ialah menghalang-halangi dari melakukan suatu perkara. كنيطة المُزعَن ,apabilaiamenghalanginyadanmencegahnya dan hampir-hampir memisahkannya. <sup>21</sup> Baca Al-Qaa'idiin.

# (نُجَاجاً) Tsajjaajan

Firman-Nya, وَأَنْرَلُنَا مِن الْمُصِراتِ مَاءَ نُجَاجًا Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. (Q.S. An-Naba' [78]: 14)

#### Keterangan

Tsajjaaja artinya الشبيد الإنصباب (mengalir dengan deras sekali). Maksudnya adalah hujan lebat. Kata Ats-Tsajj adalah mengalirnya darah binatang kurban. Pengertian ini diambil dari hadis Nabi, "Amal yang paling Allah sukai adalah suara untuk bertalbiah dan mengalirkan darah kurban".

#### (تُغَنَ) Tsakhana

Firman-Nya, مَا كَانَ لِنَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَشْرِي حَتَّى يُنْجِنَ فِي Firman-Nya, الْأَوْضِ Tîdak patut, bagî seorang Nabi mempunyaî :الْأُوْضِ tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. (Q.S. Al-Anfal [8]: 67)

#### Keterangan

Al-Itskhaanu fi kulli syai-in: menguatkan dan mengikat sesuatu. Dikatakan قَدْ الْحُنَةُ الْرَاهُ berarti sungguh dia telah sakit keras. Demikian pula perkataan, اَلْخَنَةُ الْجَرَاءُ, berarti lukanya parah. Ats-tsakhaanah, artinya tebal. Sedangkan tsakhiin (isim fa'il) adalah sesuatu yang tebal. <sup>11</sup>

# (تَثُرِيْبُ) - Tatsriibu (ثَرَبُ)

Firman-Nya, قَالَ لاَ تَأْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمُ: Yusuf berkata: "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu.... (Q.S. Yusuf [12]: 92)

#### Keterangan

Dikatakan: ثَرَبِ عَلَيْهِمْ وَ ثَرَبِ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ. Yakni, mencelanya (qabihahu). At-Tatsriib adalah mencela dan memaksanya dengan cambuk (attaqrii' wa at-taqhiir bidz-dzanbi). Dan La tatsriiba lahum dalam ayat tersebut artinya tidak ada cercaan. Dikatakan, ثَرْبِ فُلانٌ على فُلانٍ berarti si fulan menghitung-hitung dosa si fulan yang lain kepadanya. أ

# (النُّرَى) Ats-Tsaraa

Firman-Nya, لَهُ مَا فِي الشَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْتُهَمَا وَمَا . Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Q.S. Thaaha [20]: 6)

#### Keterangan

Ats-tsaraa ialah tanah yang lembab; maksudnya ialah, tanah secara mutlak. أو Di dalam Mu'jam ats-tsuray artinya al-ardh (bumi). Dan dikatakan: لا قَوْنِسَ التَّرَى بَنِيْن وَ بِيْنَك لا Maksudnya janganlah anda saling memutuskan hubungan dengan kami (tempat yang saling berjauhan).

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 102

<sup>2</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 75

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab tsa hím. 94.

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 5; Al-Kasyyaaf, juz 4 hlm. 208.

<sup>1.</sup> lbid, yilid 4 juz 10 hlm 33; lihat Mu'jam Mufradat Alfazzhil Qurʻan, hlm. 75; Yutskhinu: yaghlibu (mengalahkan). Lihat, Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 135.

<sup>2</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab tsa hlm. 94.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 75.

<sup>4</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 94.

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bab Isa hlm. 95.

# ~+

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (ثُبَانٌ) Tsu'baanun

Tsu'baanun (غَبِنَ): Ular. Jamaknya<sup>1)</sup> غطين Baca *Muusa (Isim 'Alam*). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 107)

# (الثَّاقِبُ) Ats-Tsaaqib

Firman-Nya, بَالِا مِنْ خَطِفَ الْغَطْفَة فَاتَبُعَةً شِهَابُ ثَافِينًا. Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); Maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 10)

#### Keterangan

Tsaaqib artinya yang cemerlang (mudhiiun), dikatakan: اَنْفَب نَارِك, telah bersinar cemerlang (suluh) apimu.<sup>2]</sup> Baca Syihaabun.

Sedangkan النَّخَمُ النَّافِيَ ialah bintang yang menembus cahaya kegelapan malam. Malam hari diserupakan dengan kulit yang berwarna hitam pekat, kemudian cahaya bintang menembusnya. <sup>31</sup> (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 3)

### (ثُقَفَ) Tsaqafa

Firman-Nya, وَاقْتُلُوهُمْ خَيْثُ ثُمُقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); (Q.S. Al-Baqarah [2]: 191)

#### Keterangan

Makna lain dari tsaqafa adalah cerdik. Menurut Ar-Raghib, النفف adalah cerdik dalam memahami sesuatu, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan. Tetapi terkadang dipakai juga untuk arti menangkap secara umum (mutsaaqafah). <sup>1</sup> Dan رَبْعٌ مُنْقَفًا, yakni lemparan lembing yang tepat sasaran (muqawwam). <sup>2</sup>

# Tsaqala (ثَفَقُل) Ats-Tsaqlaanun (الَّنْقُلانُ) التعمالاً) Itsqaalan (النُّقَالاً)

Firman-Nya, الْفَيْنُ مُوَارِينُهُ فَأُولَئِكُ هُمُ اللَّفَاخِونَ Amaka barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, Maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 102)

#### Keterangan

Tsaqulat mawaazinuhu (berat timbangan kebaikannya). Dan dikatakan: الْقُلْتُ مُوَارِيْنَ فَلَانٍ jika si fulan mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat. Jadi, sekan-akan, apabila ia diletakkan di atas timbangan akan mempunyai bobot atau berat. Yang dimaksud dengan bobot atau berat di sini hanya bagi orang yang amal saleh dan berbagai keutamaan yang sangat banyak.31

Berikut makna kata *tsaqala* yang tertera di beberapa ayat:

إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَاقَلَتُمْ Apabila dikatakan kepada kamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? (Q.S. At-Taubah [9]: 38)

Maka *at-tatsaaqulu*: berlambat-lambat, berasal dari *ats-tsiqaal* yang berarti beban yang memberati dan membuat lambat. <sup>4</sup>

2) Firman-Nya, يَائِيُ إِنِّهَا إِنْ نَكُ مِنْقَالَ حَبُّةٍ مِنْ خَرَدُلٍ (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Luqman [31]: 16)

Maka اَلْمُثَقَالُ adalah sesuatu yang dijadikan sebagai standar timbangan. Dan lafaz مِثْقَالُ

<sup>1.</sup> thid, juz 1 bab tsa him. 96.

<sup>2</sup> Ibnu Al-Yazidi, Ghoriibul-Qur'on wa Tafsiiruhu, hlm. 150.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 10 juz 30 hlm 109.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bab tsa hlm. 98.

<sup>1.</sup> Mu<sup>r</sup>jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 76; Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 88.

<sup>2.</sup> Ibid. htm. 76

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 227.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 4 juz 10 hlm, 117.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



merupakan peribahasa yang menunjukkan arti sesuatu yang bentuknya sangat kecil. <sup>11</sup>

- Firman-Nya, اِنا سَلَتِي عَلَيْكَ فَوْلَا تَقِيلًا Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 5) Baca Qaala (Qaulan Tsaqiilan).
- 4) Ats-Tsiqaal minas-sahaab; awan yang sarat dengan uap air. 2) Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, خَمُو النَّذِي يَرُسِلُ الرَّباحُ بَشُرًا يَنْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَقْيَ, (Q.S. Al-A'raaf [7]: 57)
- 5) Firman-Nya, فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيهًا فَمَرْتَ بِهِ (الشَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 189) bahwa Atsqalat dimaksudkan dengan tiba saat kandungannya memberat dan mendekati masa bersalin. 31

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa atstsiqlu adalah al-mataa' (kehidupan), dan jamaknya<sup>4</sup> آثفان و نقلان. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, الغينية الأثفير وتحمل الفالكم بلي للم تكونوا بالعيه. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukarankesukaran (yang memayahkan) diri. (Q.S. An-Nahl [16]: 7)

6) Firman-Nya, وَأَخْرَجْتَ الْأَرْضُ أَنْفَالُهَا dan bumi mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandungnya). (Q.S. Al-Zalzalah [99]: 2)

الكفن adalah lawan dari الأفنان adalah lawan dari الأفنان adalah lawan dari الأفنان adalah harta benda yang terpendam di dalamnya dan mayat-mayatnya (kunuuzuha wa mautaaha). Ada yang mengatakan الأفنان adalah jasad bani Adam. المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الم

dan meneral-mineralnya. Hal ini karena adanya peristiwa dahsyat, sehingga bumi memuntahkan seluruh isi yang kandungnya.  $^{\rm II}$ 

Sedangkan kata الثَّفَيَّة, maksudnya ialah jin dan manusia. Meski disebutkan dengan lafaz tatsniyah namun maknanya jamak, karena keduanya adalah yang menempati bumi (quththaanul-ardhi). Lihat, (Q.S. Ar-Rahman [55]: 31)

# (الثُلُثُ) Ats-Tsulusu

Firman-Nya, غَنِّنَ لَهُ وَلِدُ وَوَرَّهُ أَبُوَاهُ فَلِأَمُه الثَّلْثُ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 12)

#### Keterangan

Ats-Tsuluts artinya sepertiga, dan ইয়ে artinya tiga. Yakni kata yang menunjukkan jumlah suatu bilangan, sebagaimana kata arba'ata, tsamaniya dan seterusnya. Adapun dan terhadap tiga : وعَثَى الثَلاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا , firman-Nya orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, Menurut Asy-Syaukani mereka adalah Ka'ab bin Malik, Mararah bin Ar-Rabii' atau Abu Rabi'ah Al-'Amiriy dan Hilal bin Umaiyyah Al-Waagifiy mereka semua adalah kalangan Anshar. Yakni taubat mereka tidak diterima oleh Nabi saw, kemudian turun ayat ini, lalu Allah telah menerima taubat mereka. Il Arti selengkapnya: Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang hanya Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. At-Taubah [9]: 118)

لَقَدُ كَفَرَ النَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثَ . Firman-Nya نَعْرُفَة : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 80.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 181.

<sup>3.</sup> tbid, jilid 3 juz 9 hlm. 138.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab tsa hlm. 98.

<sup>5.</sup> ibnu Manzhur, *Lisaanul 'Araab*, jilid 11 him. 88 maddah ت و ال

<sup>6.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 218.

<sup>1.</sup> tbid, plid 10 juz 30 hlm 219.

د و ال Janu Manzhur, Op. Cit., jihd 11 hlm. 88 maddah ال عن و

<sup>3.</sup> Lihat, Fathul Qodiir, jilid 2 hlm. 413.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga". (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 73)

Yakni, termasuk kufur bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berbilang, tiga. Mahasuci Allah dari perkataan semacam itu.

# (ثُلُّةٌ) Tsullatun

Fírman-Nya, ثَلُهُ مِن الأَوْلِينُ Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 13)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ats-Tsullatu, adalah golongan yang sedikit maupun banyak. Dan ada pula yang mengatakan golongan manusia yang banyak. Sebagaimana dikatakan:

وَجَاءَتُ النَّهِم ثُلَّةٌ خِندَقِيْةٍ

بِجِيَشِ كَثِيَارِ مِن الْسَيَلِ مُزَنِدِ

"Dan datanglah kepada mereka golongan banyak dari khindif dengan bala tentara bagai arus sungai yang berbuih". <sup>1</sup>

Maksud Tsullatun minal-Awwaliina, "mereka datang secara berkelompok-kelompok dan diikuti pula oleh kelompok yang lain". <sup>2</sup>!

#### (ثُمْرٌ) Tsamarun

Ats-Tsamratu sama dengan ats-tsamru. Dan dikatakan: التُشَوَّهُ مِنَ الشَّيْنِ , maksudnya ialah faedahnya. Ats-tsamaraat ialah jamak dari tsamratun. Sedang Ats-Tsamrah, ialah satuan dari ats-tsamaru, yakni buah yang dikeluarkan oleh pohon baik dimakan atau tidak. Orang mengatakan, مَنْ الْوَالِي , "buah pohon sugi", أَنْ مَنْ الْوَالِي , "buah pohon kurma", dan التَّفْلُ , "buah pohon anggur". الشَفْلُ , "buah pohon anggur". Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ثَنْتُ adalah jenis makanan apa saja yang tumbuh dari bumi. أَنْ

وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِمِنَاجِبِهِ , Adapun firman-Nya (dan dia mempunyai تَوْمُو يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُّنَفُوْا kekayaan besar, Maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 34)

Maka, Tsamarun di dalam ayat tersebut maksudnya ialah bermacam-macam pengembangan harta. Orang mengatakan: هُلانٌ أَنْمَا هُلانٌ أَنْمَا (si fulan mengembangkan hartanya). Al-Hars bin Kaldah mengatakan:

وَلَقَدُ رَأَيْتَ مَعَاشِرًا

# قَدْ أَثْمَرُوْا مَالاً وَ وُلْداً

"Aku sungguh melihat sekelompok manusia yang mengembangbiakkan harta dan anakanak mereka." []

#### (ثمُّ) Tsamma

Firman-Nya, وَلِلهِ النَّشْرِقُ وَالنَّفْرِبُ فَأَيْنَمَا نُولُوا فَقَمْ وَجُهُ Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 119)

Keterangan

Dikatakan: نَمُ الشَّيْنَ عَمَا , berarti menjaganya dengan sempurna, memegang teguh (waqaahu bit-tumaam).<sup>2]</sup> Sedang fatsamma wajhullah, hendaklah terus menerus, memegang teguh arah kamu menghadap. Baca Wajhun.

# (ثُمَنُّ) Tsamanun

Menurut Ar-Raghib, Ats-Tsumun adalah isim yang diambil oleh penjual dalam menerima (hasil) dari barang yang dijualnya baik secara langsung atau dengan perantara. Dan setiap apa yang diperolehnya sebagai ganti dari sesuatu berarti memberikan harga padanya (tsamanuhu).<sup>31</sup>

Adapun نَعَانَ artinya harga yang sedikit: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Harga yang sedikit. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 77)

Tofsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 27 film. 135; tsuffotun adalah jamad'atun minan naos (kumpulan manusia). Mu'jom Al-Wosiith, juz 1 bab tso hlm. 99

<sup>2.</sup> Ibnu Al-Yazidi, Op. Cit., film. 175.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab tsa him. 100

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, julid 3 juz 8 hlm. 181.

<sup>5.</sup> *Kitab At-Tashil*, juz1 hlm. 17; lmam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa شأنة menurut lughat adalah حتى الشجة (buah yang matang, memetik). Lihat, *Fathul Qodiir*, jilid 2 hlm. 144.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 15 hlm.147.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bəb tsə hlm. 100. 3. Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'on, hlm. 78.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Ats-Tsamanul-qaliil adalah pertukaran yang mereka ambil atau risywah (sogokan). Dikatakan sedikit karena setiap sesuatu yang tidak mengandung pahala akan mendatangkan siksaan. Karena itulah dikatakan sedikit. <sup>11</sup>

Adapun بنثن بغن بغرب: dengan harga yang murah. Yakni, harga jual Nabi Yusuf a.s. yang dilakukan oleh para kafilah yang menemukannya di dalam sumur yang dijual kepada raja di Mesir (raja suami Zulaikhah): Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (Q.S. Yusuf [12]: 20)

Sedangkan المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الم

Dan وَقَتَانِيَةَ أَيَّامٍ خَسُونًا: dan delapan hari terus menerus: yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; Maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakanakan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk). (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 7)

Adapun ثنانين جَلَنة Delapan puluh kali dera. Yakni, hukuman yang diterima bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nuur [24]: 4)

# (الثَّمُنُ Ats-Tsumun (الثُّمُنُ

الثُنَنَ: Seperdelapan. Adalah kata yang menunjukkan jumlah suatu bilangan. Di antaranya mempunyai anak, فَإِنْ كَانَ لُكُمْ وَلَدٌ قَلَهُنْ الْفُنْنُ مِنَا ثَرْكَتُمْ مِنْ الْبُعْنُ مِنَا أُودَيْنِ Jika kamu mempunyai anak, ابغد وَصِيْجَة تُوصُونْ بِهَا أُودَيْنِ Maka para istri memeroleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 12)

pembagian waris jika yang meninggal tidak

# (يَثْنُوْنَ) Yatsnuna (ئَنِيَ Yatsnuna (يَثْنُوْنَ)

Firmān-Nya, وَلاَ يَسْتَلُنُونَ dan mereka tidak mengucapkan: "in syaa Allah". (Q.S. Al-Qalam [68]: 18)

Keterangan

Wala yastasnuun maksudnya ialah mereka tidak menyisihkan dari apa yang mereka inginkan, pemeliharaan untuk orang miskin. <sup>1</sup>

(ثاَنِي) Tsaaniya

Firman-Nya, الفنار إذ بقول Salah seorang dari dua الفنار إذ بقول Salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita sesungguhnya Allah beserta kita"....(Q.S. At-Taubah [9]: 40)

Keterangan

Kata الاثنان, asalnya adalah kalimat inilah yang dipergunakan. Dan dikatakan, bahwa kalimat tersebut adalah ungkapan yang menjelaskan hitungan atau penjelasan tentang pengulangan yang ada di dalamnya atau dengan menjelaskan keduanya secara sekaligus. <sup>21</sup>

Firman-Nya, ثاني عطّبه بيُضِل عنْ سَبِيلِ الله (Q.S. Al-Hajj [22]: 9) Maka *Tsaaniyan 'ithfihi* yang tertera pada ayat tersebut berarti sambil memalingkan lambung dan menyombongkan diri. Ungkapan ini serupa dengan 'menengadahkan pipi' dan 'memalingkan leher'.<sup>3)</sup>

Dan firman-Nya, ېختابا منشابها مقابق. (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang.... (Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

Maka, مئاني adalah kata jamak dari مئاني yakni dari kata *tasniyah* (نثنية) yang artinya "mengulang-ulang". <sup>4</sup> Menurut Ar-Raghib yang dimaksud ialah Al-Qur'an karena sifatnya

 <sup>1.</sup> Ibid, plid 10 juz hlm.

Muljom Mufrodot Alfoozhd Qur'an, hlm 78-79; Yatsnuuno shuduurahum. (Q.S. At-Taubah [9]: 5) ialah ragu dan mengada-adakan kebenaran. Uhat, Shohih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 145.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 91; lihat, Mu'jam Mufradot Alfaozhii Qur'an, hlm. 79.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 8 juz 23 hlm. 159

<sup>1.</sup> Tafsir At-Moraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 188

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

•

mengulang-ulang dan menciptakan kondisi yang baru sebagaimana yang kerap disebutkan dalam khabar-khabar (riwayat) tentang sifat-sifatnya, yakni tidak ada kebengkokan dan penyimpangan, sedang di dalamnya tidak habis-habis digali keajaiban-keajaibannya. 1 Penafsiran matsaaniy dalam menyifati Qur'an dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi mengandung beragam maknanya, di antaranya: 1) Allah mengulangulang penyebutan tentang keputusan (al-gadha'), demikian menurut Al-Hasan dan 'Ikrimah, 2) Allah menyebutkan secara berulang tentang kisah. para nabi, demikian menurut Ibnu Zaid, 3) Allah menyebutkan berulang-ulang tentang surga dan neraka, demikian menurut Sufyan, 4) Karena satu ayat diikuti setelah disebutkannya, dan demikian juga surat demi surat, demikian menurut Al-Kalbi, 5) Allah mengulang tentang bacaan-Nya yang tidak membosankan di telinga pembacanya, demikian menurut Ibnu 'Isa, 6) Maknanya saling menafsirkan (antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu lafaz dengan lafaz yang lain), demikian menurut Ibnu 'Abbas.21

### Tsiyaabun (نياټ)

Firman-Nya, وثيناتك فطهُرز: Dan pakaianmu bersihkanlah. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 4)

Keterangan

Maksudnya, dirimu maka bersihkanlah dari dosa. Orang Arab mengatakan, فلان دَنْسَ الْفِيَابِ, maksudnya, aib pada diri si fulan, dan فَلانَ نَقِيُ maksudnya, maksudnya, mereka memuji si fulan.<sup>3</sup>]

# (ثُوَابُ) Tsawaab

وَمِن يُرِدُ ثُوابَ الذُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ ،Firman-Nya (Q.S. Alî Imran [3]: 145) الأَغِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنْغِرِي الشَّاكِرِينَ (Keterangan

Menurut ayat tersebut kata Tsawab terbagi dua: yakni, tsawab ad-dunya, dan tsawab akhirat. Bentuk tsawab akhirat adalah surga 'adn dan segala kenikmatannya. Sebagaimana dinyatakan: أُولئك لَهُمْ جَنَاتُ عَدَن تَجْرِي مِن تَحْيَمُ الأَبْراز يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِنَ مِنْ الْمَارِ يُحْلُونَ فِيهَا عَلَى مِن ذَهْبِ وَلِلْمِسُونَ فِيهَا خَمْرًا مِن سُنَدْسِ وَإِسْعَرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى

إلَّهُ اللهِ النَّوْابِ وَحَسَلَتَ مُرْتَفَقًا yang demikian itu karena Allah Swt. sebaik-baik pemberi balasan dan sebaik-baik akhir segala sesuatu: مُثَابِكَ الْوَلايَةُ لِلهِ الْحَقِّ مُوْخَيْرُتُوانِا وَخَبْرٌ عَقَبًا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 44)

Adapun firman-Nya, غَنْ نُوْتِ الْكُفَّارَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Sesungguhnya orang-orang kafir telah *diberi* ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 36)

Dikatakan: ثَابَ وَنَهُ وَنَهُا وَنَهُا وَلَهُمْ yakni raja'a (kembali). Sedang ungkapan: ثَابَ اللهُ berarti bertaubat kepada Allah. 'I Kata النَّنُونَ وَالْإِمَانُهُ مُا Kata مُالمُونَ وَالْإِمَانُهُ مُالمُالهُمُ مُالمُالهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سَأَجْزِيْكَ أَوْ يَجْزِيْكَ عَنِّي مُثُوِّبُ

وَحَسَبُكِ أَنْ يُثُنَّى عَلَيْكِ وَتَحْمُدِي

"Aku akan memberimu imbalan atau pemberi hadiah akan memberimu imbalan sebagai ganti diriku. Cukuplah imbalan itu bagimu dan hendaklah kamu tidak berbangga karena sanjungan.<sup>2</sup>]

Adapun Matsaabah yang tertera di dalam firman-Nya, اَيَعْلَمُونَا لَقُوبُهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَبُرُ لَوْ كَانُوا bertakwalah sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 103) ialah tempat yang digandrungi oleh orang-orang yang menziarahinya. <sup>3)</sup>

# (ثُورٌ) Tsaurun

Firman-Nya, بَقْرَةٌ لاَ ذَلُولَ نُعْيِر الأَرْصَ sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah (Q.S. Al-Baqarah [2]: 71)

Keterangan

imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa إلا ialah membalik tanah untuk pertanian atau membajak sawah. ألا dalam surat Ar-Ruum, bahwa tsaur, Ar-Raghib menjelaskan,

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 79

<sup>2.</sup> Uhat An-Nukatu wai 'Uyuun 'ala Tafsır Al-Maawardi, jilid 5 hlm.

<sup>3.</sup> Ghariibul-Qur'an wa Tafsiirhu, hlm. 191.

<sup>1</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab tsa hlm. 100.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 83, lbnu Manzur menjelaskan bahwa at totswiib adalah dos untuk salat dan fainnya, yang asalnya bahwa seseorang apabiba datang dalam keadaan bertenak-teriak seraya memberi isyarat dari kejauhan dengan bajunya (مِنْفِيةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 210.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 141.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berhamburan, dan awan yang bergerak, yang berarti aku mengbangkitkannya (qad atsartuhu). الامنان المُعَان المُعان (dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 9)

# (ثُويَ) Tsawiya

Firman-Nya, وَمَا كُنَتُ تَاوِيًا فِي أَهُلِ مَدْيَن ...dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan.... (Q.5. Al-Qashaash [28]: 45)

Keterangan

Tsawiyyan: bermukim. Al-'Ajaj berkata:

فَيَاتَ حَيْثُ يَدُخُلُ الْثُويُ

"Maka dia bermalam di tempat orang lemah yang bermukim masuk." Baca Ta'kulul-An'aam.

Maksudnya ialah bermukim dan menetap.<sup>21</sup>
Matswa (وَانْتُارُ مُنْوَى لَهُمْ): Tempat tinggal. Sebagaimana
firman-Nya, وَانْتُارُ مُنْوَى لَهُمْ dan neraka adalah
tempat tinggal mereka. (Q.S. Muhammad [47]:
12) yakni neraka jahannam menjadi tempat
tinggal dan tempat kembali.<sup>31</sup>



<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 56.



<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 80-81.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 81.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm 64.

<sup>2.</sup> Lihat Mu'jom Mufradot Alfaazhil Qur'an, him 81.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (جَئْرَ) Ja-ara

Firman Allah Swt., الله ثَمْ إِذَا بِكُمْ مِنْ بَعْمَةٍ قَمِنَ اللّهِ ثُمْ إِذَا Dan apa saja nikmat yang ada عمشكُمُ الطَّرُوْالِهِ تَجَازُونَ Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan. (Q.S. An-Nahl [16]: 53)

#### Keterangan

Taj-aruun (غَفَرُونَ): kalian memohon untuk melenyapkannya (kemudharatan). Asal makna al-ju-ar (انَفِنَار) adalah suara binatang buas, kemudian digunakan sebagai suara keras di dalam berdoa dan memohon pertolongan.<sup>1</sup>]

Begitu pula firman-Nya, لاَ نَجْأَرُوا الْيَوْمُ إِنْكُمُ Janganlah kamu memekik minta: Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Kami. (Q.S. Al-Mu'minuun [23: 65)

Maka, Jaarar-rajulu: Seseorang memekik dan mengeraskan suaranya. <sup>21</sup> Ja-ara, apabila ia mengeraskan suaranya dalam berdoa dan hina sebagai penyerupaan keledai-keledai tiar yang bersuara keras seperti suara hiruk pikuk dan yang seumpamanya. <sup>31</sup>

Adapun Jaa-irun adalah yang berpating dari jalan yang lurus dan menyimpang dari kebenaran. Sebagaimana firman-Nya, وَعَلَى الله Dan hak bagi عَصِدُ الشَّبِلِ وَمِنْهَا خَابِثُورُولُوَ شَاءُ لَهَٰذَاكُمْ أَجْمَعِينَ Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (Q.S. An-Nahl [16]: 9)

# (الْجُبُّ) Al-Jubbu

نَوْأَلْقُوهُ فِي غَيَانِهِ الْجُبُ يِلْتَقِطَهُ بِعَضَ السَيْارَةِ .Firman-Nya ...tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya

dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat. (Q.S. Yusuf [12]: 10)

#### Keterangan

Al-Jubbu adalah sumur yang tidak dibangun dengan batu-batu. <sup>1</sup> Sedangkan *ghiyaabatil jubbi*, adalah dasar sumur dan dinamakan demikian karena dalamnya dan tidak tampak lagi oleh mata. <sup>2</sup>

# (اَلْجِبْتُ) libtuال-Al

Al-Jibtu (ألْجِبْتُ) adalah setiap yang disembah selain Allah.<sup>3</sup> (Q.S. An-Nisa' [4]: 50) Baca *Thaghut*.

### (جُيَارٌ) Jabbaarun

Firman-Nya, وَإِذَا بَطَشَتُمْ بَطَشَتُمْ مِبَارِينَ Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 130)

#### Keterangan

Di dalam Kitab At-Tashiil dijelaskan bahwa adalah salah satu dari asma Allah yang memiliki dua arti, yaitu: Qahhaar (Maha Perkasa) dan Mutakabbir (Mahabesar). Dan menurut Al-Yazidi jabbaar ialah Yang Maha Perkasa menciptakan mahluk dengan kehendaknya. Selain itu, al-jabbaar juga berarti azh-zhulmu (kezaliman). Sedangkan al-jabbaar dalam ayat tersebut di atas adalah yang berbuat sewenang-wenang dan sombong tanpa belas kasihan.

Makna kata *jabbar* dinyatakan di beberapa ayat antara lain:

Firman-Nya, إِنْ تُوبِدُ إِلاَ أَنْ تَكُونَ جَبْارًا فِي الْأَرْضِ (Q.S. Al-Qashash [28]: 19) Maka, al-jabbaar

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Moraghı, jilid 5 juz 14 film. 91.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 36.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, Nm. 82.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 55.

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 147.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 2 hlm. 41.

<sup>3</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab jim hlm. 102.

<sup>4.</sup> Kitab At-Tashil, juz. 1 hlm. 18.

<sup>5.</sup> Ibnu Al-Yazidi, Gharaiibul-Qur'an wa Tafsırihu, hlm. 166.

At-Tashif li "Uluumit-Tanzul, juz 1 hlm. 18; Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 353.

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 85.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berarti orang yang melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. <sup>1</sup>

- 2) Firman-Nya, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُ بِجَبَارِ kamu sekalikali bukanlah pemaksa buat mereka. (Q.S. Qaaf [50]: 45), terhadap ayat tersebut Imam Al-Mawardi menjelaskan makna-maknanya, antara lain, a) dengan menguasai(bi-rabb), demikian menurut Adh-Dhahhaak, karena al-jabbar adalah Allah Ta'ala sebagai yang menguasainya, b) menguasai mereka dengan cara mengaturnya, demikian kata Mujahid, oleh karena itu mengatur berarti jabbaar, dan c) bahwasanya kamu tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, hal terambil dari ucapan mereka قَدْ جَبْرَتُهُ عَلَى الْأَمْر, apabila anda memaksakan perkara tersebut untuk diterimanya, demikian yang dikatakan oleh Al-Kalbi.21 Dan menurut Abu Su'ud bahwa tugasmu (Muhammad saw.) bukan memaksa mereka untuk beriman dan taat sebagaimana yang kamu kehendaki melainkan engkau hanya seorang yang berfungsi sebagai pemberi peringatan.31
- 3) Firman-Nya, وَلَمْ يَكُنُ جَارًا عَمِينًا (Q.S. Maryam [19]: 14) adalah sombong untuk menerima kebenaran dan tunduk kepadanya. <sup>41</sup> Yakni, sebuah kata yang yang dituduhkan terhadap diri Yahya a.s., dan sekaligus sebagai bantahan bahwa ia adalah orang yang taat. Sebagaimana firman-Nya, Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dari kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. (Q.S. Maryam [19]: 12-14)
- 4) Firman-Nya, وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْارًا شَقِيًا: dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (Q.S. Maryam [19]: 32) berarti, orang sombong yang tidak mengakui ada seorang

pun yang mempunyai hak atasnya. 11 Yakni, sebuah kata sebagai pembelaan diri Isa a.s. atas tuduhan kaumnya. Sebagaimana firmannya; Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah orang pezina", maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata 'Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka...." (Q.S. Maryam [19]: 27-32)

#### اَجَيَلٌ) Jabalun

Jabalun adalah bentuk tunggal, dan bentuk jamaknya أَجْبَالُ yang artinya gunung. [Q.S. Fathir [35]: 27) Baca Judadun.

# (جِبِلاً) Jibillan

اَوْلَفُدْ اَضْلُ مِنْكُمْ جِبِلًا كَلِيرًا Firman-Nya, الكَّفِيرَا Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. (Q.S. Yasin [36]: 62)

Keterangan

Al-Jiblatu (الْجِنلَة) dalam ayat tersebut ialah jama'ah yang diserupakan dengan gunung karena besarnya, dan dibaca jubullan mutsaqqalan, yakni kelompok yang kuat. المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية المُعالِية

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm 42.

<sup>2.</sup> Lihat, Al-Mawardi, An-Nukotu wal-'Uyuun 'ala Tofsir Al-Mowordi', jilid 5 hlm 358-359.

<sup>3.</sup> Tafsir Abu Su'uud, juz 5 hlm. 196.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 38.

<sup>1.</sup> *Ibid*, plid 6 juz 16 hlm. 47.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 84
3. Third hlm 85: at libitlinh was becarti al-

<sup>3.</sup> Ibid, him. 85; al-jibilloh juga berarti al-hilqoh (watak) dan alummah (umat). Mu jam Al-Wosiith, juz 1 bab jim him. 106.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



watak) dan ia berasal dari جَبْلُ عَلَى كَنَا وَكَنَا وَكَالَمُ , artinya ia berakhlak (berwatak) begini dan begini. Maksudnya adalah, mereka diciptakan dengan perawakan besar. أ

# (الْجَبِيْنُ) Al-Jabiinu

Al-Jubnu adalah lemahnya hati tentang sesuatu yang menimpanya hingga menjadi goyah, dan dikatakan, رَجَلُ جِنَانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ جَنِانُ وَامْرَاهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْنُ وَامْرَاهُ وَمُعَالِينًا لِعَلَيْكُ اللهِ وَمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقِلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقِيلًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمْلِعِلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِمُ لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمِعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِ

### (جِبَاهٌ) Jibaahun

... ئەنكۇن پتا چېلەنىم وچئونىنە ۋىظئورۇغى ... lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka.... (Q.S. At-Taubah [9]: 35)

Keterangan

Jibaahun artinya lambung. Anggota tubuh ini disebutkan secara khusus, karena ketika menghadap orang-orang kaya, wajah mereka berseri-seri dengan harapan mendapat kekayaan yang bertimpah ruah. Tetapi, ketika menghadap orang-orang miskin, wajah mereka masam, agar orang-orang itu tidak berani meminta hartanya. Sedang lambung dan punggung, mereka gunakan berbolak-balik di ranjang kenikmatan, berbaring dan menelungkupkan tanpa mau menemui orang-orang miskin dan mereka yang meminta kebutuhan. 41

#### (جَبَي) Jabay

Firman-Nya, يَيْضِي إِلَيْهِ مَمْرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ....yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan). (Q.S. Al-Qashash [28]: 57)

Keterangan

Yujbaa ilaihi: Dikumpulkan kepadanya. Dikatakan; جَيَى اَللَّهِ الْحُوْضِ, berarti iamengumpulkan air di dalam telaga. Dan أَخِيبِية adalah 'telaga besar'. <sup>11</sup> Al-Jaabiyah adalah muannas dari أَنْجَابِي. Jamaknya<sup>21</sup> جَوْلُ<sup>2</sup> Seperti tertera di dalam firman-Nya, جَوْلُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَعَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقَدْوبِ يُعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَعَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقَدْوبِ واستِاتِ (Q.S. At-Taubah [9]: 36)

Sedang firman-Nya, وَمَدَى لَهُ اجْنَيَاهُ رَبُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ (Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. (Q.S. Thaaha [20]: 122) maka Ijtabaahu adalah memilihnya dan mendekatkan kepada-Nya. اجْنَيَاهُ , yakni memilihnya untuk dirinya. (أَنْ الْمُعَنِّةُ عَلَيْهُ )

### (جِثِيًّا) Jitsiyyan

Firman-Nya, ئَنْعَضِرُتُمْ حُوْلَ جَيْنُم جِئِيًا ...akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut. (Q.S. Maryam [19]: 68) (Q.S. Maryam [19]: 72)

Keterangan

Jitsiyyan adalah bentuk jamak dari ببناب yaitu orang yang berlutut. Dikatakan, نعنا يعنوا منه sebagaimana kata عنل ركبتنيه جنوا وجنيا فهو جاب sebagaimana kata jamaknya adalah عنا يعنوا عنوا وغنيا ban Al-Jaatsiyah artinya yang berlutut. Sebagai nama surat, ia terambil pada ayat ke 38, yang menerangkan tentang keadaan manusia pada hari Kiamat, yaitu semua manusia dikumpulkan ke hadapan Mahkamah Allah Yang Mahatinggi yang tiada memberi keputusan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Pada hari itu semua manusia berlutut di hadapan Allah. Di

Sedang firman-Nya, اَجَنَّشُت مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ telah *dicabut* akar-akarnya dari permukaan bumi.... (Q.S. Ibrahim [14]: 26)

ljtatstsat yang tertera di dalam ayat tersebut maksudnya bangkainya dicabut.<sup>8</sup>] Dikatakan, جنئتهٔ فانجت, yakni jasastuhu fanjassa(aku membantu mencabut akarnya).<sup>9</sup>] Baca Kalimatin Khabiitsaat.

<sup>1.</sup> Ibnu Al-Yazidi, Op. Cir., hlm. 135; Tofsir Af-Maraghi, jilid 7 juz hlm. 73; d-jbillah: al-Kholqu. Jubila berarti khuliga. Den di antaranya jubulan, jilidian yakni al-kholqu. Demikian kata ibnu Abbas. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 175.

<sup>2</sup> Muljam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 85.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghı, jılıd 8 juz 23 hlm. 73.

<sup>4 (</sup>bid, jilid 4 juz 10 hlm. 106.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jihd 7 juz 20 hlm. 73.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 73.

<sup>2</sup> Mu'jom Al-Wasith, juz 1 bab jim hlm. 106.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 157

Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab jim hlm. 106.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 6 juz 16 hlm 72.

<sup>6</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him 86.

<sup>7.</sup> Uhat, Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, hlm. 814.

<sup>8.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 147. 9. Mu'yam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 85.



#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (جَاتُمِينَ) Jatsimiin

Firman-Nya, نَأَخَذَتُهُمُ الرَجْتُهُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 78)

#### Keterangan

Jatsaman-naasu (جنم الناس), artinya "orang itu duduk", "tidak berkutik". Abu Ubaidah mengatakan, bahwa al-jutsum bagi manusia dan burung adalah searti dengan al-buruuku, yakni berlutut yang ditujukan pada unta. المحافظة المعالمة المعالمة bergelimpangan layaknya burung dan unta; begitu juga yang ditunjukkan oleh ayat lain: فَكَنْبُوهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (جَعَدُ) Jahada

Firman-Nya, قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لَهُحُرُنْكَ النَّبِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah kamu bersedih hati) karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orangorang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. (Q.S. Al-An'am [6]: 33).

#### Keterangan

Al-Juhud dan Al-Juhdu (الْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْالْجُعَدُوْلِهُمُ وَالْجُعُدُوْلِهُمُ وَالْجُعُوْلِهُمُ ْلِهُمُ وَالْجُعُوْلِهُمُ وَالْجُعُوْلِهُمُ وَالْجُعُوْلِهُمُ وَالْجُعُوْلِهُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُمُ وَالْجُعُولِيْكُولِيْكُولِيْكُمُ وَالْجُعُلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُمُ وَالْجُعُلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولْيُلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكِلِيْكُولِيْكِلِيْكُولِيْكُولِيْكِلِيْكُولِيْكُولِيْكِلْكُولِيْكِلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكِلِيْكِلِيْكُولِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلِيْكِلْ

Berangkat dari surat Al-An'am ayat 33, hal itu dimaksudkan, bahwa mereka tidak mengatakan Nabi Muhammad saw. mengada-adakan dusta, tidak pula melihatnya melakukan kedustaan dari berita-berita yang disampaikan, sehingga berita-berita yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka hanya mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad, seperti berita

mengenai perkara gaib yang antara lain adanya hari berbangkit dan proses pembalasan amal, adalah dusta, tidak sesuai dengan kenyataan. <sup>1</sup>

Selanjutnya, beliaumengomentari pandangan mereka seperti itu dengan mengatakan, bahwa perkataan mereka itu tidak mesti bahwa Nabi Muhammad saw. telah membuat-buat dusta. Sebab kadangkala pendustaan itu diarahkan terhadap pembicaraan, bukan terhadap si pembicara yang berstatus sebagai sekedar memindahkan isi pembicaraan itu. (Ibid) Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, *Tafsir Al-Kabir*, melihat ketiadaan pendustaan dan tetapnya keingkaran dari empat sisi, antara lain:

Pertama, secara sembunyi-sembunyi mereka tidak mendustakan pribadi Muhammad saw., tetapi secara terang-terangan telah mendustakannya, mereka berupa keingkarannya terhadap Al-Qur'an dan pangkat kenabian: **Kedua**, mereka tidak mengatakan. sesungguhnya kamu (Muhammad) pendusta. Karena sejak lama bergaul dengannya dan belum pernah menjumpai Nabi saw. berdusta. Sedang yang mereka ingkari adalah keabsahan kenabian risalah yang dibawanya. Mereka menyakini bahwa nabi itu hanya berkhayal saja, lalu mempercayai khayalannya sebagai bahan atas seruan yang dibawanya; Ketiga, ketika mereka terus-menerus mendustakan kebenaran, padahal mukjizat telah jelas dengan seruan beliau. Maka pendustaan mereka tidak lain hanyalah pendustaan terhadap ayat-ayat Allah yang menguatkan diri Nabi, atau pendustaan terhadap Allah seakan-akan Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya kaummu itu tidak mendustakan kamu, tapi mendustakan Aku"; Keempat, bahwa mereka tidak mendustakan kamu secara khusus, tetapi mereka mengingkari mukjizat yang menunjukkan kebenarannya secara mutlak, sedang mereka mengatakan bahwa setiap mukjizat itu adalah sihir (tipuan). Ringkasnya, mereka tidak mendustakan secara khusus, tetapi mereka mendustakan para nabi dan rasul.21

Ar-Razi, Tofsir Al-Kabiir, juz hlm.; Tafsir Al-Maraghi jilid 3 juz 7 hlm 110-111.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 film 197.

Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 139; lihat juga, Mu'jom Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 85-86.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 108.

<sup>1.</sup> tbid, jilid 3 juz 7 hlm. 108.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (جَدَثَ) Jadatsa

Firman-Nya, وَنَفِحْ فِي الصَّوْرِ قَائِدًا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى Dan ditiuplah sangkakala, maka tibatiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. (Q.S. Yasin [36]: 51)

#### Keterangan

Al-Ajdaats adalah kata jamak dari جُنِتُ, yakni al-qabru (kuburan). Ada yang membaca الْإِجْنِيَاتُ, dengan fa', namun lughat yang fasih adalah dengan tsa' titik tiga di atas (mutsallatsah). أ

### Judadun (جُدَدٌ)

Firman-Nya, وَمِنَ الْجِبَالِ جَدَدٌ بِيضٌ ...Dan di antara gunung-gunug itu ada garis putih.... (Q.S. Fathir [35]: 27)

#### Keterangan

الكتين Al-Yazidi menafsirkan Judadun, ialah غُرْبِينَ, artinya lorong-lorong. Sedang bentuk tunggalnya adalah غُرُبُ أَلَّ Arti yang sama juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani, selanjutnya beliau menjelaskan ada juga yang mengatakan bahwa al-judadu adalah al-qath'u (potongan), terambil dari جَدَدَت الشَّيْنِ, apabila sesuatu itu telah terpotong. Al-Jauhari berkata: أَنْجُدُةُ adalah garis (al-hiththah)yang ada pada punggung khimar yang mencolok warnanya.

# (جَدُ) Jadiidun

Jadiidun (جَدُ): Baru. Sebagaimana firman-Nya, بِنَدُمِنَكُمْ وَنِأْتٍ بِخَلْقٍ خِبِيدٍ. ...Dia membinasakanmu dan mengganti (mu) dengan mahluk yang baru. (Q.S. Ibrahim [14]: 19)

# (الْجَدُ) Al-Jaddu

Firman-Nya, وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِنَا مَا الْغَفْدُ صَاحِبَةً وَلاَ (dan bahwasanya Mahatinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak. (Q.S. Al-Jin [72]: 3)

#### Keterangan

Al-Jaddu (الْبِدُّ) adalah "kebesaran", "keagungan". Dikatakan; جَدُ فَلانٌ فِيْ عَيْنِي, yang artinya si Fulan itu besar datam pandanganku. Berkata Anas: كان الزجُل إذا قَرَا الْبَعْرَةُ وَ الْ إِمْرَانَ جَدَ فِيْنِا yang artinya, apabila seorang laki-laki mampu menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran maka ia orang terhormat di kalangan kami. <sup>1</sup>

# (جداَراً) Jidaaran

Firman-Nya, تُوْجَدَا فِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنقَعَنُ فَأَفَامَهُ kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 78)

#### Keterangan

Al-Jidaar adalah al-haa-ith (pembatas) hanya saja al-haa-ith diperjelas dengan adanya garis di suatu tempat, sedang al-jidar adalah diperjelas lengkungan dan tinggi bangunan, jamaknya adalah

#### (حَدُلُ) Jadala

Firman-Nya, بَهْ اَهُ فَصِيبُ بِهَا اَهُ وَفُوْ شَبِيدُ الْمِحَالِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَنَصِيبُ بِهَا اَهُ اللّٰهِ وَفُوْ شَبِيدُ الْمِحَالِ ...dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan Yang Mahakeras siksa-Nya. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 13)

#### Keterangan

Al-Mujaadalah: berasal dari al-jadal, yang berarti bantahan yang keras. Asalnya ialah غنان الخبان, yang artinya "saya memintal tali dengan rapi". Seakan masing-masing dari dua orang yang berbantahan meminta pendapat yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, bahwa al-jidaal, al-miraa' dan al-khishaam adalah pertengkaran yang pada galibnya terjadi antara teman seperjalanan akibat kecapekan yang membuat orang mudah menjadi marah.<sup>4</sup>

Sejumlah ayat yang memuat kata *jadal*, antara lain:

<sup>1.</sup> Fathul Qadiir, yilid 4 hlm. 374; Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 13.

<sup>2.</sup> Ghariibul-Qur'an wa Fafsiiruhu, hlm. 147.

<sup>3.</sup> Fathul Qadiir jilid 4 hlm. 347.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz. hlm.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 87.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 80.

<sup>4.</sup> Jbid, jilid 1 juz 2 hlm. 99.

Di dalam studi tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dijelaskan, bahwa jadal dan pidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersang dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata: Aku kokohkan jalinan tali itu. Yang demikian itu, mengingat kedua belah pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipeganginya lihat, Manna' Khalil Al-Qaththaan, *Mabaohiis fii 'Ulumni Qur'an*, him. 425.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- Firman-Nya, يَوْمَ تُأْتِي كُلُّ تَشْمِ نُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (Q.S. An-Nahl [16]: 111) maka Tujaadilu berarti melindungi dan berusaha menyelamatkan diri.<sup>11</sup>
- 2) Firman-Nya, انْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْجِكْمَةِ وَالْتُوْعِظَةِ الْحَسْنَةِ (كَوْمِيلِ رَبِّكَ بِالْجِكْمَةِ وَالْتُوعِظَةِ الْحَسْنَةِ (Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik.... (Q.S. An-Nahl [16]: 125)
- 3) Firman-Nya, نَوْلاَ نُجَادِلُوا أَهْلُ الْكِتَابِ إِلاَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Dan janganlah kamu berdebat dengan ahlu Kitab melainkan dengan cara yang baik.... (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 46)

## (جُذَاذً) Jidzaadzun

Firman-Nya, فَجَعَلَهُمْ جُدَافًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ نَطَلُهُمْ جُدَافًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ نَطَلُهُمْ Maka Ibrahim membuat berhalaberhala itu hancur berpotong-potong, kecualiyang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 58)

#### Keterangan

Judzaadzun, berasal dari بَنْجَدُّة, yakni berpotong-potong. Dan pemberian yang tiada
putusnya yang diberikan kepada penghuni surga
dinyatakan, عَطَاءُ غَيْرُ مَجُدُودِ sebagai karunia yang
tiada putus-putusnya. Arti selengkapnya: Adapun
orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya
di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama
ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu
menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang
tiada putus-putusnya. (Q.S. Huud [11]: 108)

# (جَذَعً) Jadza'a

Firman-Nya, وَلاَصَلِبَتُكُمْ فِي جُنُّوعِ النَّعْلِ dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. (Q.S. Thaaha [20]: 71)

#### Keterangan

Al-jidz'u (اَلْجِدْعَ) bentuk jamaknya adalah جَدُوَعً yang artinya "batang", sedang jidz'un-nakhli, berarti batang pohon kurma. Dan جَدْهَنُهُ berarti aku memotong batangnya (qatha'tuhu). الم

## (جَذُوَةٌ) Jadzwatun

Firman-Nya, لَعَيْهُ مِنْهَا بِغَيْرُ أُوجَلُوهُ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ ...mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat) api itu atau membawa suluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan. (Q.S. Al-Qashash [28]: 29)

#### Keterangan

Jadzwah ialah tangkai tebal yang di kepalanya terdapat api. 11 Ibnu Al-Yazidi menjelaskan bahwa Jadzwatun minan-Naari, adalah potongan dari suluh api yang tidak ada pucuk nyalanya. 21

## (جَرَحَ) Jara<u>h</u>un

بَهُوْ اَكُتِي يَتُوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعَلَمْ مَا جَرَحْتُمْ . Firman-Nya, وَهُوْ اَكْتِي يَتُوْلِ Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 60)

#### Keterangan

Al-Jarhu (انخزا); diartikan "perbuatan dengan anggota badan", atau dapat pula diartikan dengan "luka berdarah dengan senjata tajam dan dengan apa-apa yang termasuk dalam kategori senjata, seperti cakar, kuku dan taring dari burung-burung dan binatang buas". Kuda dan binatang-binatang yang dapat melukai disebut juga jawaaarih, karena hasil pelakunya adalah usahanya. Al-jarhu sebagaimana al-kasbu, 'usaha", yang bisa dikaitkan dengan kebaikan dan kejahatan. Al-ijtiraah, adalah kata yang secara khusus dikaitkan dengan perbuatan jahat. Misalnya ijtiraahus-sayyi-aat, orang-orang yang berbuat kejahatan". <sup>31</sup>

Sedang النَّجَوَارَيْخ, di dalam Kitab At-Tashil, kata ini mempunyai dua makna, yakni; Al-Jarahu (luka), dan al-kasabu wal-'Amalu (berusaha, beramal). Adapun perkataan, زَرَخُهُمُ النَّهَارَ , yakni, 'kalian telah berusaha di siang hari', dan إَجْرُخُوا , yakni, 'melakukan perbuatan yang tercela'. Oleh karena itu, كِلاَبُ الْصَابِد , disebut sebagai al-jawaarih (anjing buruan), karena

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 148.

Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 43; Qatadah berkata: Judzaadzan: Qaththa'ahunna Lihat, Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 164.

<sup>3.</sup> Lihat, Mu'jam Mufradot Alfazhil Qur'on, hlm. 88.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 53.

Ghariibui-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 138; lihat, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 88

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 143.





anjing buruan tersebut telah banyak berjasa bagi pemiliknya. <sup>IJ</sup>

### (الْجَرَادُ) Al-Jaraadu

Al-Jaraadu (الْجَرَادُ); Belalang. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 133)

### Jarra (جَرَّ

Kata ini dimuat hanya satu kali, dan terdapat pada surat Al-A'raf ayat 149, dan disebutkan dengan sighat mudhari' (پَجْزُ ) yang artinya 'menarik'. Yakni firman-Nya, عَوْفَدُ بِرَأَسِ أَجْنِهُ إِلَيْهِ Dan (Musa) memegang rambut kepala saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya .... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 150)

## (اَلْجُرُزُ) Al-Juruzu

Firman-Nya, أَوْلُمْ يَرُوْا أَنَّا نَسُوقُ الْنَاءَ إِلَى الْخُرْضِ الْجُرُرِّ Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus.... (Q.S. As-Sajdah [32]: 27)

Keterangan

Ibnu Al-Yazidi menafsirkan أَنْجُنُونَ الْجُرُونِ "yang tandus". الْمُرْضُ الْجُرُونِ الْجُرُونِ (Maka, اليابِسَةُ yang tandus. Dan, أصحينا أَجُرُوزُ Tanah yang rata lagi tandus. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 8)

## (جَرَعَ) Jara'a

Firman-Nya, يَتَعَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيعُهُ Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya... (Q.S. Ibrahim [14]: 17)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan, Jara'al maa-u yajra'u. dan dikatakan, خرع و تَجْرَعُهُ, "apabila merasa berat menelannya".<sup>31</sup>

# (جُرُفٌ) Jurfun

Firman-Nya, عَلَى شَفَى جُرُفِ مَانِ ...di tepi jurang yang runtuh.... (Q.S. At-Taubah [9]: 109)

Keterangan

Dikatakan untuk tempat (lokasi) yang dihabiskan oleh banjir lalu menghilang disebut Jurfun.<sup>4]</sup> 'ala syafay jurfin haarin dimaksudkan dengan bentuk kebinasaan seseorang yang hendak diselamatkan oleh Islam; oleh karenanya Islam adalah suatu agama yang menyelamatkan pemeluknya dari terjatuhnya ke lembah jurang.

#### (جَرَمَ) Jarama

: لاَ جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُطَلِّمُونَ sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan... (Q.S. An-Nahl [16]: 23)

Keterangan

Laa jarama artinya "sungguh", "tidak diragukan lagi". Begitu juga بُوَمُ اَوْ لاَ جُرَمُ اَوْ لاَ جُرَمُ اللهُ الله يَّالِي بَاللهُ اللهُ 
Adapun firman-Nya, ئَعْمَانُجْرَامِي وَأَنَابَرِيءٌ مِثَانَجُرِمُونَ (Q.S. Huud [11]: 35) Maka, *Ijraami* adalah *masdar* dari أَجْرَمُتُ, dan sebagian mereka mengatakan: أَجْرَمُتُ (aku telah melakukan kesalahan). <sup>31</sup> Baca *Al-Mujrimiin.* 

#### (خَرِيَ) Jaraay

Firman-Nya, وَالْفُلْكِ الْتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ. ...bahtera yang berlayar di laut.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 164)

Keterangan

Al-Jaryu adalah آثر الشرنغ (berjalan dengan cepat). Dan asalnya seperti mengalirnya air dan untuk sesuatu yang mengalir lainnya. Dikatakan, جَرَى يَجْرِيْ جِرْتُهُ وَجِرَايًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَجِرَانًا وَيَانًا وَجِرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَجِرَانًا وَيَعْرَانًا وَعَلَالًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيَعْرَانًا وَيْعَرِيْنًا وَيْعَرَانًا وَيْعَالًا وَيْعَانِيْنًا وَيَعْرَانًا وَيْعَانًا وَيْعَانًا وَيْرَانًا وَيْعَانًا وَيْعَانًا وَيْعَانًا وَيْعَانًا وَيْعَانًا وَعْرَانًا وَيْعَانًا وَيْعَانِا وَيْعَانِيْكُونًا وَيْعَانًا وَيْعَانًا وَيْعَانًا وَيَعْلِيْكُونًا وَيْعَانِهُ وَيْعَانًا وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانًا وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيَعْلِعُونًا وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيَعْلِيْكُونًا وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيَعْلِهُ وَيْعَانِهُ وَيَعْلِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلِهُ وَيْعَانِهُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانُونُونُ وَالْعَانِهُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلِهُ وَيَعْلِهُ وَيْعَانِهُ وَيْعَانِهُ وَيَعْلِ

Beberapa ayat yang menyebutkan kata jaray tajriy, dan al-jawaariy antara lain:

1) Firman-Nya, أَنْ نَهُمْ جَنَاتِ تَعْرِي مِنْ تَعْنِي الْأَيْوَا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 25), maka yang dimaksud adalah air (al-maa') yang mengalir di bawahnya. Dan disandarkan kata al-jaryu (sungai-sungai) kepadanya secara majaz, padahal al-jaar hakekatnya adalah air (al-maa') itu sendiri, seperti وَاسْتَابُ الْفُونَةُ

<sup>1.</sup> Kitab At-Tashil li 'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 18.

<sup>2.</sup> Ghoriibul-Qur'on wa Tafsiiruhu, hlm. 143.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 88

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 89; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 138.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 63.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 186.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 146.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an , hlm. 90.

padahai yang dimaksud

"penduduknya" (ahluha). Yakni bertanya

kepada penduduknya, demikiantah orang Arab

biasa menggunakannya, yakni dzikrul makaan

wa al-muraadu man fiihi (menyebutkan

<u>H</u>aaqqah [69]: 11) *al-jaariyah* maksudnya di

dalam kapal-kapal (as-sufun) yang berjalan di laut dan jamaknya adalah جُوَارُ. <sup>2]</sup> Sebagaimana

firman-Nya, وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُثَنَّاتُ Dan kepunyaan-

Nyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya...

(Q.S. Ar-Rahman [55]: 24) dan dinamakan

demikian karena ia berjalan di atas air dengan

3) Firman-Nya, الْجَوَار الْكُنَّاس; yang beredar dan

terbenam. (Q.S. At-Takwiir [81]: 16) maka

yang dimaksud dengan kalimat al-khunnasil-

Khunusuha artinya lenyapnya bintang-bintang

dari pandangan mata pada siang hari. Dan jika

dikatakan kunuusuhaa artinya bintang-bintang

tersebut tampak kembali pada saat malam tiba. Bintang-bintang tersebut muncul pada

garis edarnya masing-masing sebagaimana

Firman-Nya, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَءً، Dan mereka

Juz'an (خَزَةِ): Bagian. Yang dimaksud di sini

menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya

sebagai bahagian daripada-Nya.... (Q.S. Az-

adalah anak. Karena mereka berkata, bahwa

para malaikat itu adalah anak-anak perempuan

Allah. Dan anak dinyatakan sebagai bagian.

Karena itu merupakan darah daging dari ayahnya.

Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

muncul dari sarangnya. 4] Baca kunnas.

jawaril-kunnaas adalah semua

tempat namun yang dimaksud orangnya). 13

Q.S. Al- إِنَّا لِنَّا كُنَّا طَغَى الْمُنَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ ، Q.S. Al-

harfiyahnya,

izin Allah.31

(جُزْءُ) Juz'an

Zukhruf [43]: 15)

Keterangan

"tanyakanlah

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

kepada

adalah



انَّمَا أُوْلَدُ ثَا أَكْمَا

دِنَا بَمُشَى عَلَى أَلْأَرْض

"Sesungguhnya anak-anak kita adalah jantung hati kita yang berjalan di muka bumi".1)

البا :Juz'un, berarti "golongan", misalnya بالبا (Q.S. Al-Hijr [22]: 44) سَبْعَةَ أَبُوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِثْهُمْ جُزْءُ مَقْسُومٌ maka, Juz-un maqsuum, ialah golongan tertentu yang dipisahkan dari yang lainnya.21

## (جَزُوْعاً) Jazuu'an

Firman-Nya, إِذَا مَسْهُ الشُّرُ جَزُوعًا Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 20)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ialah kesedihan yang memalingkan dan جَزُوْعاً memutuskan manusia dari apa yang dihadapinya. 3 Asal al-jaz'u adalah putusnya tali dari tengahnya (yakni, putus menjadi dua). Dikatakan, جَزَعْتُهُ saya memutuskannya), dan jaz'ul waadiy) فانعزغ adalah gambaran orang yang putus asa karena melintasi lembah tersebut.4

### (جَزَى) Jazaay

فَجَزَاءٌ مِثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحَكُمُ ، Firman-Nya به: maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, adalah balasan bagi orang yang membunuh binatang ternak pada waktu ihram. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 86)

### Keterangan

Al-Jazaa' adalah "kecukupan dan kesempurnaan".أ Dikatakan, جَازِنك فَلانٌ, yakni kaafiika (si fulanlah yang mencukupimu) dan dikatakan, جَزِنَهُ aku menyempurnakannya). بكذا وَجَارَتُهُ

Sedangkan عُجْزَاءَ مَوَفُورًا Sebagai pembalasan yang cukup. Yakni balasan berupa

<sup>1.</sup> Tsa'alabı, Fiqhul Lughoh wa Sirrul 'Arabiyyah, Qitsmuts-Tsaani, hlm. 325.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 90; Al-Kasyyoaf, juz 4 hlm. 150.

<sup>3.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun 'olo Tofsir Al-Mawardi , plid 5 hlm 431. 4. Tafsır Al-Maraghi, jılıd 10 juz 30 hlm. 58; Al-Kunnas: takhnisu fii

majraoha (kembali pada tempat peredarannya). Lihat, Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 223; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 223.

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 74.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juž 14 hlm. 20.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 69.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 90.

<sup>5.</sup> Ibid, hlm. 91. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa tidak خازی bukan خری terdapat penyebutannya di dalam Al-Qur'an melainkan kata خازی bukan خاری yang demikian itu ol-mujoozoy (dari joozoy) adalah ol-mukoofo'oh yakni menerima dari tisp-tiap orang dari dua orang yang berarti saling menerima kenikmatan dengan kenikmatan, yakni mencukupinya dan nikmat Allah To'ala tidak seperti itu, oleh karenanya tidak dipergunakan lafaz almukaafa'ah tentang Aliah 'Azza wa Jalla dan inilah yang sebenarnya. Lihat, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm 91.

# ---**-**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



neraka neraka jahannam: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup". (Q.S. Al-Isra' [17]: 63)

Dan نجزاؤهٔ جَهَنَّهٔ: maka balasannya ialah Jahannam. Adalah balasan bagi orang yang membunuh dengan sengaja: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. An-Nisa' [4]: 92)

Dan di dalam surat Al-Kahfi disebutkan: Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 102)

Makna lain dari kata Jaza', adalah "denda". Misalnya: فَجَوَاكَ مِثْلُ مَا قَتْلُ مِنَ النَّفَعِ يَحْكُمُ
ب: maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, adalah balasan bagi orang yang membunuh binatang ternak pada waktu ihram. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 86)

Sebagai pembalasan yang جزاة وفاقا: Sebagai pembalasan yang setimpal. Yakni pembalasan berupa neraka jahannam dan segala kesengsaraan di dalamnya. Sebagaimana firman-Nya:

Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. (Q.S. An-Naba' [78]: 21-30)

# (الْجِزْيَةَ) Al-Jizyah

Firman-Nya, خَيْ يُعْطُوْا الْجِزْيَة: Sampai mereka membayar *jizyah....* (Q.S. At-Taubah [9]: 29)

#### Keterangan

Al-Jizyah ialah suatu bentuk pajak yang dikenakan kepada orang, bukan kepada bumi. Bentuk jamaknya jizan (غجزا Yakni, harta benda yang dipungut dari ahlu dzimmi.  $^{21}$ 

## احَسَداً) Jasadan

Firman-Nya, وَاتَّفَدُ قَوْمُ مُومِى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ طَيِّمَ عَجِلًا Dan kaum Musa, setelah kepergian اجْسَدُا لَهُ خُوَالُ Musa ke gunung Thur membuat dari perhiasanperhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 148)

#### Keterangan

Al-jasad artinya Tubuh, badan manusia dan bisa juga berarti "sesuatu yang merah seperti emas, za'faran dan darah kering". المحتاجة Dan menurut ayat di atas dimaksudkan dengan pedet emas buatan Samiri, yang dalam ayat lain dinyatakan: فنفرج لهم عبد الله خواز (Q.S. Thaaha [20]: 88) Jasadan berarti tubuh yang tidak mempunyai nyawa. المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المحتاجة المح

Di dalam surat Al-Anbiyaa' ayat 8 dijelaskan bahwa *Al-Jasadu* adalah tubuh; hanya saja, menurut Al-Khalil bin Ahmad, ia hanya digunakan bagi manusia.<sup>5]</sup>

### (خَسَّ) Jassun

Firman-Nya, وَلاَ تَجَسُّمُوا وَلاَ يُعَتَبُ بِعَضَكُمْ بِعَضًا dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 12)

#### Keterangan

At-Tajassus artinya "memata-matai". Yaitu "mencari berbagai keburukan dan aib serta menyebarkan aib yang semestinya ditutupi". 61 Baca Lahman Akhiihi

Di antara bentuknya adalah Jaasuu khilaalad-diyaar, berarti masuk ke tengah kampungkampung dan mondar-mandir di sana.<sup>71</sup> Misalnya

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi jilid 4 juz 10 hlm. 91.

<sup>2.</sup> Mu'yam Mufradat Alfoozhil Qur'an, hlm. 91

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm 67.

<sup>4</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 137.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 9.

<sup>6.</sup> *Ibid*, plid 9 juz 26 hlm. 136. 7. *Ibid*, jilid 5 juz 15 hlm. 12

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dinyatakan: فَجَاسُوا خِلاَلَ البَيّارِوْكَانَ وَعَدُا مَقَمُولًا (Q.S. Al-Israa' [17]: 5)

## (الْجِسْمُ) Al-Jismu

Firman-Nya, قَالُ إِنَّ اللهُ اَصَطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً Allah telah memilihnya menjadi وَ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
Allah telah memilihnya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 247)

#### Keterangan

Al-Jismu, artinya tubuh dan yang dimaksud adalah tubuh Thaalut. Baca Thaalut; Shaafa (Isthafaay).

Sedang firman-Nya, وَإِذَا رَأَيْتُهُم تُعْجِبُكُ Dan apabita kamu melihat tubuh mereka menjadikan kamu kagum.... (Q.S. Al-Munaafiquun [63]: 4)

Yakni, membicarakan tentang ciri-ciri orang munafik yang mengagumkan segi fisiknya.

### (خفل) Ja'ala

Firman-Nya, إِنِّمَا جُعِلَ السَبُتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلُفُوا فِيهِ Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya. (Q.S. An-Nahl [16]: 124)

#### Keterangan

Ju'ilas-sabtu lil-yahuudi berarti diwajibkan atas orang-orang Yahudi untuk mengagungkan hari Sabtu dan menggunakannya khusus untuk beribadah serta meninggalkan kegiatan berburu. <sup>()</sup> Berikut makna kata ja'ala di beberapa tempat:

- 1) Ja'ala, berarti "menjadikan". Sebagaimana firman-Nya, اَلَمْ نَجْعَلْ الْأَرْضَ مِهادَا: Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? (Q.S. An-Naba' [78]: 6); Begitu pula firman-Nya, وَجَعَلْنَا اللّٰيِنَ لِبَاسًا padikan malam sebagai pakaian. (Q.S. An-Naba' [78]: 10); Dan firman-Nya, نَجْعَلْنَا النَّاارَ مُعَالًا Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. (Q.S. An-Naba' [78]: 11)
- 2) Ja'ala, berarti "memasukkan". Sebagaimana firman-Nya, اجْعَلُوابِصَاعَتُهُمْ فِيرِحَالِهِمْ: ... Masukkanlah barang-barang kepunyaan mereka ke dalam karung mereka.... (Q.S. Yusuf [12]: 63)

- 3) Ja'ala, berarti "menyandarkan", "menetapkan", di antaranya bunyi ayat, وَيَجَدُونَ لِلْهُ الْعُسْقُ الله العُسْقُ الْهُونَ وَتَصِفْ اللّهِ الْعُسْقُ الْكُذِبُ أَنَّ لَهُمْ الْعُسْقُ الله العُسْقُ الله العُسْقُ Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. (Q.S. An-Nahl [16]: 62) Maka, Yaj'aluuna: mereka menetapkan dan menasabkan (menyandarkan) kepada-Nya. المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال
- 4) Ja'ala dengan makna samma (menamakan, memberi nama), seperti dalam ayat: الذين عضين (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi) (Q.S. Al-Hijr [15]: 91). Maksudnya, mereka menamakan Al-Qur'an sebagai kedustaan.
- 5) Ja'ala dengan makna aujada (menjadikan, mewujudkan) yang mempunyai satu maf'ul (obyek). Perbedaan antara khalaqa (menciptakan) dengan ja'ala yang bermakna awjada ini ialah bahwa khalaqa bermakna menciptakan yang mengandung arti at-taqdiir (penentuan) serta tanpa adanya contoh sebelumnya dan tidak didahului oleh materi atau sebab inderawi.
- 6) Ja'ala dengan makna perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain dan makna tashyiir (menjadikan), karena ia mempunyai dua maf'ul. Perpindahan itu ada yang bersifat inderawi, seperti ayat, الله جَعَل لَكُمُ الأَرْض Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 22) dan ada pula yang bersifat aqli, seperti dalam ayat: الخَدَة إِلَيْنَ وَاحِدَا لاَعْمَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدًا لاَعْمَانُهُ اللهُ وَاحِدًا للهُ وَاحِدًا (Q.S. Shaad [38]: 5).
- 7) Ja'ala dengan mana l'tiqaad (beri'tikad, meyakini), seperti pada ayat, وَخِعَلُوا لِللهِ شُرِكَاء الْجِنُّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, (Q.S. Al-An'am [6]: 100)
- 8) Ja'ala dengan makna menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, baik benar maupun batil. Maka, yang benar misalnya, وَنُرِيدُ أَنْ نَفُنْ







# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



عَلَى النَّبِينَ استَصَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجَعَلَيْمَ أَيِنَةُ وَتَجَعَلَيْمَ الْوَارِيْنَ Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi), (Q.S. Al-Qashash [28]: 5) dan yang batil misalnya dalam ayat, وَجَعَلُوا لِللهِ مِنَا لَخَرِثُ وَالْاَنْعَامِ نَصِينًا فَقَالُوا مَنَا لِللّهِ برَعْمِيمٌ وَهَذَا لِشُركَائِنًا Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bahagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". (Q.S. Al-An'aam [6]: 136). '!

# (جُفَاعٌ) Jufaa'un

Firman-Nya, وَأَمُا الرِّمَدُ فَيَدُمِبُ خِفَاءُ ....Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 17)

### Keterangan

Jufaa'un (جفاع) ialah "sesuatu yang lenyap yang tidak membawa manfaat dan tidak (pula) memiliki sisa-sisa", yakni, berupa buih yang dihempaskan oleh air ke tepi-tepi lembah. <sup>21</sup> Dikatakan, أجفات القدر زندما, yakni melemparkan buih nya ke tepi. <sup>31</sup> Dan jufaa' pada ayat tersebut adalah perumpamaan tentang sesuatu yang batil, yakni kemusyrikan, sebagai sesuatu yang hilang dan tidak ada harganya.

# (الْجِفَانُ) Al-Jifaaanu

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْجِفَان adalah kata yang berbentuk jamak dari kata jifnun (جِفْنُ), artinya "piring". أ (Q.S. Saba' [34]: 13) Baca Al-Jawaabu.

# (جَلَبَ) Jalaba

Firman-Nya, واَجْلِب عَلَيْمُ بِخَيْكِ ...dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda... (Q.S. Al-Isra' [17]: 64)

#### Keterangan

Ajlib 'alaihim maksudnya berteriaklah kepada mereka. Yakni, dari kata, al-jalabah

1. Al-Qathhan, Mannaa' Khalil, Moboahits fii 'Uluumil Qur'an (terjemah), Cet ke-6, 2001, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, hlm. 299-301.

(الْجَلَيْةُ), "teriakan". Orang mengatakan: الْجَلَيْةُ) (dia menghimpun pasukan berkuda untuk menyerang musuh). "Ar-Raghib menjelaskan bahwa asal al-jalbu adalah mengumpulkan/menggiring sesuatu (sauqasy-syai'). Dikatakan, جَلْبُتْ جَلِيًا (saya benar-benar telah mengumpulkan/menggiringnya).

## (الْجُلْبَابُ) Al-Jilbaab

Firman-Nya, يُدُنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلَابِيهِيْ "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59)

### Keterangan

Dikatakan bahwa الْجَانِيْتِ adalah jamak dari جِلْبَاتِ, yaitu "baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung". <sup>3</sup>

## Jalada (جَلْدَ)

Firman-Nya, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَمَّنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبُعَةٍ الْمُ شَهَادَةُ أَبِثُنَا وَأُولَئِكَ مُمْ شَهَادَةُ أَبِثُنَا وَأُولَئِكَ مُمْ شَهَادَةُ أَبِثُنَا وَأُولَئِكَ مُمْ شَهَادَةً وَلاَ تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِثُنَا وَأُولَئِكَ مُمْ الله Dan orang-orang yang menuduh wanitawanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nuur [24]: 4)

#### Keterangan

Dikatakan bahwa الجُلُودُ dan أَنْجِلُكُ dengan fathah jim-nya, artinya mencambuk, mendera (dharbun). Al-Lusi mengatakan al-jiladu (dengan fathah ain fi'il-nya) adalah sigat tsulasi (kata kerja yang tersusun atas tiga huruf), berarti bagian dari anggota badan, di antaranya; kepala, punggung dan perutnya. Ar-Raghib Al-Asfahani menyetujui lafazh al-jiladu dengan arti جَلْنَهُ إِللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْكِ "ia memukulnya dengan tongkat", dan مُعْنَةُ بِا الرَّهِ اللَّهِ إللَّهِ "ia memukulnya dengan tongkat", dan أَنْهُ بِا الرَّهِ الرَّهِ اللَّهِ إللَّهِ إللَّهِ إللَّهِ إللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasir, jilid 2 hlm. 76; Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 87; Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 150.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 92

<sup>4</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 8 juz 28 hlm. 66.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 68.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 93.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang dimaksud di sini adalah menghendaki makna yang pertama, karena khabar-khabar tersebut menunjukkan bahwasanya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, keduanya dipukul dengan cambuk tanpa mengikatnya. Sebagian mereka meriwayatkan bahwasanya al-jildu, menurut 'urf, berarti adh-dharbu (memukul) dipakai secara mutlak (tanpa adanya batasan), yakni tidak digunakan secara khusus baik memukulnya dengan cambuk ataupun dengan alat perantara lainnya.<sup>13</sup>

## (الْمُجَااِسُ) Al-Majaalis (جَلَسَ)

Firman-Nya, ثَفَسَحُوا فِي اللَجَالِسِ: "Berlapanglapanglah dalam majlis". (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 11)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, asal al-jalsu adalah yang lekat di tanah (اَلْفَالِطْ فِي الْارْضِ). Selanjutnya, untuk kata jalasa asalnya bertempat di atas tanah sebagai tempat duduk, kemudian untuk kata al-juluus (الْجَلُونِين). dimaksudkan "untuk setiap yang dalam keadaan duduk", dan al-majaalis untuk setiap tempat yang diduduki manusia (al-insaan). 1

#### إخل) Jalia

Firman-Nya, والتهاورإذا خِلاَهَا dan siang apabila menampakannya. (Q.S. Asy-Syams [91]: 3)

#### Keterangan

Jallaaha: Matahari terbit dan sinarnya tampak penuh. أ Dikatakan: جَلْهُ الشَّيْقُ وَالْأَمْرُ dan juga بَالْهُ فَيْعَلَى dan juga بَالْهُ فَتَجَلَّى dan بَانْجَلَى, semuanya berarti "terbuka dan jelas setelah menyembunyikan diri atau tersembunyi bagi orang yang ingin mengetahui dan mencarinya". أ

## (اَلْجَلاَلُ) Al-Jalaal

Firman-Nya, ثَبْارِكَ اسْمُ رَبِّكَ فِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Mahaagung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia. (Q.S. Ar-Rahmaan [55]: 78)

#### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa الخِلالة adalah kekuasaan yang besar dan al-jalaalu dengan tanpa ha' at-tanaahiy (ta' marbuthah) adalah dikhususkan dengan sifat Allah; maka bunyi ayat: دُو الْخِلالِ وَالْإِكْرَامِ: Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan (Q.S. Ar-Rahmaan [55]: 27) tidak bisa dipergunakan untuk selain-Nya.'

## (جَلَى) Jalay

Firman-Nya, وَنَوْلاَ أَنْ كَفَتِ اللَّهُ عَلَيْمَ الْجَلاءَ لَعَدَيْهُمْ غَلَيْ الشَّيَّا : dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 3)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa البغلان ialah keluar dari tanah airnya bersama anak dan keluarganya. المجانة Menurut Ar-Raghib asal al-jalwu (البغانة) adalah menyingkap secara jelas. Dikatakan, المجانبة القوم عن منازلهم فجلوا عنه , yakni mengusir mereka dari kampung halamannya.

## Jama<u>h</u>a (جَمَح)

Firman-Nya, نَوْتُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْنَحُونَ ...niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepatcepatnya. (Q.S. At-Taubah [9]: 57)

#### Keterangan

Al-Jamah ialah "kecepatan yang sulit dihalang-halangi". <sup>4)</sup> Asal kata al-jamah adalah menyifati kuda, yang karena cepatnya, maka si penunggang sulit mengendalikan larinya. <sup>5)</sup> Yakni, berjalan dengan cepat dan mereka tidak menoleh sedikitpun. Dan dikatakan: جنعَ القربن, maksudnya أَوْلَا لَهُ يُرِدُهُ اللَّهِمَ (bila tidak mampu menarik kekang di mulut kudanya). <sup>6)</sup>

#### (جمدَ) Jamada

وَثَرَى الْجِبَالِ تُخْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرُ مِنْ Firman-Nya, الشَّحَابِ dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu: السُّحَابِ

<sup>1.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, him 107 maddah; ال ال Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 93; Ash-Shabuni, Tafsirul Ahkaam, jilid 2 him. 9.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufrodot Alfaozhil Qur'an, hlm. 94.

<sup>3.</sup> Ibia

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 htm. 182.

<sup>5.</sup> Ibid, yild 3 yuz 9 hlm. 55; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-A'raaf [7]: 143; lihat juga, Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 108 maddah; y z y Al-Kasyyoof, juz 4 hlm. 258.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., Mu'jom Mufradat Alfaeazhil Qur'an, film. 92.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 347; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 206.

<sup>3.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 94.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 4 juz 10 him. 138.

<sup>5,</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 94.

<sup>6.</sup> Fathul Qadur, jilid 2 hlm 370.





sangka dia tetap tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.... (Q.S. An-Naml [27]: 88)

Keterangan

Jaamidatun: Tetap pada tempatnya. <sup>1</sup> Jaamidah pada ayat tersebut menerangkan tentang keadaan gunung sebagai yang tetap pada tempatnya.

## (جَمَعَ) Jama'a

Firman-Nya, وجَنَعَ فَأُوعَى: Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 18)

Keterangan

Jama'a wa au'aa di dalam ayat tersebut maksudnya, dia mengumpulkan harta dan talu menempatkannya dalam wadah.<sup>21</sup>

Sedang firman-Nya, غَأَ انتُوا صَفًا Sedang firman-Nya, غَأَ انتُوا صَفًا Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris,... (Q.S. Thaaha [20]: 64)

Maka, Fajma'uu kaydahum, maksudnya, Maka tumpukkanlah seluruh tipu daya kalian terhadapnya.  $^{31}$ 

Firman-Nya, قَاجَمِعُوا أَمْرِكُمْ وَشُرْكَاءُكُمْ karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). (Q.S. Yunus [10]: 71)

Al-ijmaa' adalah tekad untuk melakukan suatu perkara dengan kemauan keras yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebagaimana dikatakan oleh penyair:

أجمعوا أمرهم بليل فلشا

#### أصبحوا أصبحت لهم صوضاء

"Mereka bertekad melaksanakan rencana mereka di waktu malam, dan pagi harinya di kalangan mereka terjadilah keributan". 4

# (الْجُمُعَةُ) Al-Jumu'ah

Firman-Nya, يَاأَيُهَا النَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي للصَّلَاةِ مِن يوم الجُمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذُرُوا الْبَيْعِ ذَلَكُمْ خَيْرُلُكُمْ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 9)

Keterangan

Al-Jumu'ah (الغِنَعة) adalah hari yang sebagaimana kita kenal. Ia merupakan hari raya mingguan buat umat Islam. Al-Farra' mengatakan, dibaca Al-Jum'atu (dengan disukun mim-nya) dan Al-Jumu'atu (dengan didhammah mim-nya) serta Al-juma'atu (dengan difathah mim-nya) adalah menunjukkan tentang sifat al-yaumu (hari) itu sendiri, yakni tempat manusia berkumpul. Namun bacaan yang paling fasih adalah ألغنه (dengan didhammah mim-nya), yang artinya tempat manusia berkumpul.

lbnu 'Abbas menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan tasqil (tebal bacaannya) dan tafhim (tipis membacanya) maka hendaklah membacanya dengan bacaan غنف . Dikatakan Jumu'ah karena pada saat itu manusia sedang berkumpul dalam rangka melaksanakan salat. Dulu, orang Arab memberi nama Jumu'ah adalah cedang orang pertama kali yang memberi nama dengan "Jum'ah" adalah Ka'ab bin Lu'ay. المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنا

# (جِمَالاَتّ) Jimaalaatun

Firman-Nya, كَأَنُهُ جِمَالةٌ صُفُوَّ: seolah-olah ia iringan unta yang kuning. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 33)

Keterangan

Jimaalaatun, mufradnya adalah jamalun, artinya unta.<sup>2)</sup> Ar-Raghib menjelaskan, Jimaalaatun adalah kata jamak dari إحبنان, dan jimaalatun adalah kata jamak dari jamalun adalah kata jamak dari jamalun (جندن).<sup>3)</sup> Dan al-jamal yang tertera di dalam surat Al-A'raaf ayat 40 adalah unta yang keluar gigi taringnya.<sup>4)</sup>

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 21.

<sup>2.</sup> *Ibid*, plid 10 juz 29 hlm. 66.

<sup>3</sup> rbid, jalid 6 juz 16 hlm 123.

<sup>4</sup> Ibid, plid 4 juz 11 hlm. 136-137

<sup>1</sup> Ash-Shabuni, *Tafsir Ahkom*, jijiid 2 hlm 570; dan, riwayatnya adalah, telah cerita kepada kami Ibrahim, telah cerita kepada kami Abdul 'Aziz bin Abi Tsabit, telah cerita kepada kami Muhammad bin Abdul 'Aziz dari ayahnya, dari Abi Salamah bin Abdur Rahman, ia berkata: Orang yang pertama kali mengtakan, t'amma ba'du) adalah Ka'ab bin Lu'ay. Dialah yang pertama kali memberi nama hari jum'ah dengan jum'ah, yang sebelumnya bernama 'Aruubah. Lihat. As-Suyuthi, Al-'Allamah 'Abdur Rahman Jalakudon, *Al-Muzhir fii 'Uhumil-Lughoh wa Anwoa'iho*, Al-Maktabah Al-'Ishnyah, Shida-Berut, juz 1 hlm 149

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 185.

Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 96; jimaalaat islah jibaalun, demikan kata Mujahid. Eihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 220; Al-Kasyyoaf, juz 4 hlm. 204.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Moraghi, plid 3 juz 8 hlm. 150.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Ats-Tsa'alabi menjelaskan bahwa چَمَالاتْ adalah sighat *jam'ul-jam'i*, sebagaimana kata أَسْتَقَيَّاتُ menjadi اَسْتَقَيْتُ menjadi اَسْتَقَيْتُ

### (جَمَالٌ) Jamaalun

Firman-Nya, وَلَكُمْ فِهَا جِمَالٌ جِينَ تُرِيخُونَ وَجِينَ Dan kamu memeroleh pandangan yang indah padanya, ketika kamumembawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. (Q.S. An-Nahl [16]: 6)

#### Keterangan

Jamaalun: perhiasan di mata manusia dan keagungan di sisi mereka.<sup>2]</sup>

#### (الجميل) Al-Jamiilu

Al-Jamiilu (الجمين). Artinya cantik, indah, baik. Baca shabran jamiil.

## (جَمَاً) Jamman

Firman-Nya, نُوتُجِبُونَ الْكَانَ خَبًّا جَمًّا adn kamu mencintaí harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (Q.S. Al-Fajr [89]: 20)

#### Keterangan

Kata ini hanya dimuat satu kali, *jamman*, artinya banyak. Seorang penyair mengatakan:

# إِنْ تَغَفِرِ اللَّهُمُ تُغَفِرُ جَمًّا ﴿ يَعَالَمُ مُنْ وَيَا اللَّهُمُ تُغَفِّرُ جَمًّا ﴿ وَيَعَا

# وَأَيُّ عَبُدٍ لَكَ لَا أَلَّا

"Apabila Engkau memberi ampunan, berilah ampunan yang banyak. Sungguh tidak ada hamba yang tidak menginginkan demikian dari-Mu".<sup>3]</sup>

#### (جَنْبَ) Janiba

Firman-Nya, وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمْ رَبِّ اِجْعَلَ مُثَا الْبِلَدَ عَامِثًا (Ingatlah), ketika Drahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. (Q.S. Ibrahim [14]: 35)

#### Keterangan

Wajnubnii adalah fi'il 'amr (kata kerja yang menunjukkan perintah), yang artinya "dan jauhkanlah aku!". Asal makna tajannub ialah seseorang berada di tempat yang sejalan dengan tempat orang lain. Kemudian digunakan dalam arti jauh yang benar-benar.<sup>11</sup>

Berikut makna kata *janaba* di beberapa ayat:

1) Firman-Nya, بَالَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَجَتَبْبُوا كَثِيرًا مِنَ الطَّنِّ إِنْ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 12)

Maka, إجَنَبُوا: Jauhilah oleh kalian. Kata ijtanibu, asalnya "berada di tepi dari sesuatu". Kemudian, digunakan secara luas dengan arti "menjauhi hal-hal yang layak dijauhi". <sup>4</sup> Menurut Ar-Raghib, asal *al-janbu* adalah anggota tubuh dan jamaknya junuubun. <sup>3</sup>

2) Firman-Nya, فإذا وَجَنِتُ جُنُونَها فَكُوا مِنْهَا وَأَطْبِعُوا الْفَاتَعَ جُنُونَها فَكُوا مِنْهَا وَأَطْبِعُوا الْفَاتَعَ جُنُونَها فَكُوا مِنْهَا وَأَطْبِعُوا الْفَاتَعَ جَنَاهَ (الْمُعَنِّ Ekemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. (Q.S. Al-Hajj [22]: 36)

Maksud *Wajabat junubuha* dalam ayat tersebut ialah jatuh tubuhnya ke tanah. Maksudnya, nyawanya lenyap dan hilang geraknya.<sup>4]</sup>

- 3) Firman-Nya, ايَاحَسَرَتَا عَلَى مَا قَرُطُتُ فِي جَنْبِ الله "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, (Q.S. Az-Zumar [39]: 56) yakni tentang perintahnya dan batasan-Nya (larangan-Nya) yang membatasi kami.<sup>5)</sup>
- 4) Firman-Nya, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا dan jika kamu junub maka mandilah, (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 7)

Al-Junub adalah kata yang dipakai sebagai mufrad, mutsanna dan jamak. Juga sebagai mudzakkar dan mu'annas. Sedang yang dimaksud ialah hubungan kelamin atau persetubuhan. 9 Dan

<sup>6.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 2 juz 6 blm. 65.



<sup>1.</sup> Tsa'alabi, Fiqhul-Lughah wa sirrul-'Aroobiyyah, Qitsmuts-Tsaani, him. 335.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 5 juz 14 hlm 55

<sup>3.</sup> Ibid, jihd 10 juz him

<sup>1.</sup> Ibid. phd 5 juz 13 hlm. 158.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 136.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufrodot Alfaozhil Qur'an, hlm. 97; Asy-Syaukani menjelaskan, Al-Farra' dan Az-Zujaj mengatakan bahwa jonahol insoon berarti bagian dari anggota tubuh seseorang. Quthrub mengatakan janoahol insoon berarti lambungnya tjonbuhu), dan diungkapkan kata ol-janbu (lambung) dengan al-janaah karena ia tempat berbaring Fothul Qodur jibd 3 hlm 362.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 6 jur 17 hlm. 114.

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, him. 97

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



termasuk junub adalah keluarnya mani karena mimpi.<sup>1]</sup>

Adapun al-janbu yang menunjukkan arti jarak, antara lain: Al-janbu berarti dekat (al-qariib), sebagaimana firman-Nya, نوائجان الجناب (Q.S. An-Nisa' [4]: 35) dan al-janbu berarti jauh (ba'iid), sebagaimana firman-Nya, نوائطاجب بالجناب dan tetangga yang jauh. (Q.S. An-Nisa' [4]: 36)<sup>2</sup>]

## (جُنَاحٌ) Junaa<u>h</u>un

Firman-Nya, وَإِذَا صَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خِنَاحُ ( dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengasar salatmu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 101)

#### Keterangan

Berikut makna kata janaha yang tertera di beberapa ayat:

1) Firman-Nya, فَإِنْ مِنْ وَتُوكُنَ عِلَى اللَّهِ إِنَّهُ Dan jika mereka condong kepada كَمُوَالسَّمِيعُ العَلِيمُ perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 61)

Janaha lisy-syai' wa ilaihi, berarti cenderung kepadanya. Dikatakan, جَنْعَ الشَّمْسَ بِلْقُوْنِي, yakni matahari condong untuk terbenam di ufuk barat.<sup>4</sup>]

Firman-Nya, وَاضْهُمْ يِنْكُ إِلَى جُنَاجِكَ تُحْرَجُ بِيْضاءُ مَنْ اللهِ عِنْكُ إِلَى وَاللهُ أَخْرى dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacad, sebagai mukjizat yang lain (pula). (Q.S. Thaaha [20]: 22)

Al-Janahu, makna asalnya ialah sayap untuk burung; kemudian diartikan secara umum untuk lengan tangan, pangkal tangan dan samping, inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut.  $^{\rm II}$ 

3) Firman-Nya, مَا لَهُ مَا الْإِسْمَاءُ مَا لَهُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النَّسِمَاءُ مَا لَمْ الْمُسْمِولُونَ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنْ فَرِيضَةُ Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236)

Maka اَلَهُنَاءُ yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah tanggung jawab atau beban (*al-Mas-uuliyyah*). Seperti membayar mahar dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

## (جُنُدٌ) Junudun

Firman-Nya, اَذْكُرُوا بِغَمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءِنْكُمْ ...ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 9)

#### Keterangan

Junudun artinya "tentara", "prajurit", "serdadu". Sedangkan makna junudun di sini adalah "golongan yang bersekutu". Mereka terdiri atas kabilah Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan; Bani Asad di bawah pimpinan Thulaihah; Bani Ghatfan di bawah pimpinan 'Uyainah Ibnu Hisyin; Bani 'Amir di bawah pimpinan 'Amir Ibnu Thufail; Bani Salim di bawah pimpinan Abu Al-A'war As-Sulma; bani Nadhir di bawah pimpinan Huyay Ibnu Ahthab, mereka adalah orang-orang Yahudi, dan ikut pula bersama mereka anakanak dari Abul Huqaiq; dan Bani Quraizhah yang juga dari golongan Yahudi di bawah pimpinan pembesar mereka, yaitu Ka'ab Ibnu Asad. "J

Sedangkan firman-Nya, وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْمَا (dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 9) maka, Junudan lam Tarawnaha, adalah para malaikat yang sengaja didatangkan Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah itu. 1 Datangnya para malaikat sebagai pasukan yang membela kaum Muslimin di waktu peperangan Badar.

<sup>1.</sup> *lbid*, jilid 2 juz 6 hlm. 65.

<sup>2.</sup> Lihat, Mu'jom Mofrodat Alfaozhil Qur'an, hlm. 97.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 137.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 23-24.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 104

<sup>2.</sup> sbid, jilid 1 juž 2 hlm. 196.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 7 juz 21 hlm.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1205 htm.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedangkan firman-Nya, جَنْدٌ مَا هَنْالِكَ مَهْزُومٌ مِنْ Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan. (Q.S. Shaad [38]: 11)

Maka, اجْنَدُ tentara yang sangat banyak. Dan huruf *maa* pada *jundun* menunjukkan makna ta'kid, "menguatkan", yang berarti "banyaknya". Seperti dikatakan orang, *la-amru ma jada*'a. <sup>1</sup>

Al-Junud, terkadang diartikan "bala tentara", dan terkadang diartikan "para pendukung". Adapun Firman-Nya, الْجَنُودِ: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, (Q.S. Al-Buruuj [85]: 17) maka al-junud yang dimaksud di sini adalah golongan atau kaum yang memusuhi dan menyakiti para nabi.<sup>2</sup>

Firman-Nya, ومَا يَعْلَمُ جَنُوهُ وَلِكُ إِلاَ هُوَ Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 31) maka, Junuudu rabbik: makhluk yang terdiri atas para malaikat dan lain-lain. <sup>31</sup> Yakni tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat penjaga saqar secara persis selain Allah Swt. Diberitahukannya jumlah para malaikat penjaga saqar dimaksudkan: pertama ujian buat orang kafir; dan kedua, menambah keyakinan kaum muslimin dan ahli kitab. (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: 31)

# (جَنَفاً) Janafan

Firman-Nya, نَفَىٰ خَافَ مِن مُوصِ جَنْفَا أَوْ إِنْمَا (Akan tetapi) barangsiapa yang khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 182)

Firman-Nya, الفَضَارُ فِي مَعْمَضِهُ غَيْرَ مُتَعِانِفَ لِإِنْمِ maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3)

#### Keterangan

Ar-Raghib menyatakan bahwa asal الْجَنْفُ adatah *mailun fil hukmi*, melanggar hukum. المعافية Atau *al-janaf* juga berarti kesalahan atau dosa. المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية المعافية ا

Dan نَتَجَانَبُ لِاتِّم, adalah orang yang cenderung melakukan dosa dengan kehendaknya sendiri tanpa terpaksa. <sup>1</sup>J

# (الجَأَنُّ) Al-Jaannu

Firman-Nya, وَالْجَانُ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلَ مِنْ قَارِ الشَّمُوم Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Q.S. Al-Hijr [15]: 27)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *al-jaannu* artinya jenis jin, sebagaimana yang dimaksud dengan manusia adalah jenisnya. Jika yang dimaksud dengan manusia itu adalah Adam, maka yang dimaksud dengan jin adalah bapak jin. <sup>2</sup>J

# (جَانٌ) Jaannun

Firman-Nya, وَأَنْ الْقِهِ عَصَاكَ قَلْمًا رَاهًا تَهَارُّ كَانَهًا خِانٌ dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Q.S. Al-Qashash [28]: 31)

#### Keterangan

Al-Jaannu dalam ayat tersebut ialah ular kecil yang banyak terdapat di rumah-rumah dan tidak berbahaya. Penggunaan al-jaann dalam menceritakan Nabi Musa tidak lain untuk menggambarkan rasa takut dan dorongan ingin lari yang dirasakan oleh Musa manakala melihat tongkatnya bergerak, karinahnya walla mudbiran, oleh karena itu, al-jaann di sini digunakan untuk memunculkan rasa takut dan mengecilkan nyali orang yang melihat kejadian. I

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraght, plid 7 juz 21 him. 135.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 106.

<sup>3.</sup> Ibid, jihd 10 juz 29 hlm. 135

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfazhil Qur'an, hlm. 99

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 65.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 2 juz 6 hlm. \$4.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 5 juz 14 hlm. 20.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 7 juž 20 hlm 53

<sup>4</sup> Mengutip keterangan Muhammad A. Khalafullaah yang menukil pernyataan penulis ToJsir Al-Kosysyoof yang menyatakan: "Jika ada orang yang bertanya tentang pendapat saya mengenai perbedaan arti dart penggunaan kata ol-joomuu, Ats-Tsu'boon dan ul-hayooh adalah sebagai berikut: al-hayah adalah jenis ular yang berlaku untuk semua jenis, jantan ataupun betina, kecil ataupun besar. Sedang tsu'boon adalah sebutan untuk jenis ular-ular yang besar. Dan ol-joann, secara umum dipergunakan untuk arti ular-ular yang kecil". Selanjutnya, berkenaan dengan penggunaannya, ol-joan, ots-tsu'boun, dan ol-hoyooh, maka pengertannya sebagai berikut; al-hala ular tersebut masih kecil dan berwarna kuning, maka ia disebut ol-joan; b) manakala ular tersebut mengalami proses pembesaran sebagai ular besar, maka jenis ini disebut ots-tsu'boon. Sedangkan perbedaan karakteristiknya ialah ol-joan lebih kesit dari ots-tsu'boon, seperti halnya =

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (جَنَّةٌ) Jannah

Firman-Nya, جَنْتُيْن مِنْ اعْنَابِ dua kebun dari anggur. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 32)

Keterangan

Jannah adalah taman yang pohon-pohonnya menutupi tanah yang ada di bawahnya. <sup>11</sup> Dan jannataini artinya dua kebun.

Sedangkan firman-Nya, عَرَعْبَا اللّٰيِن رَأَى Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang... (Q.S. Al-An'aam [6]: 76) maka Jannol-Laili berarti "kegelapan malam". Imam Al-Maraghi mengatakan bahwa setiap isim atau fi'il yang berkaitan dengan lafaz janna, pengertiannya menunjukkan kepada 'sesuatu yang tersembunyi'. Misalnya, al-janin, bayi yang berada di perut ibunya: majnun, berati orang gila karena tertutup akal pikirannya. <sup>21</sup>

## (جَنِيًا) Janiyyan

Firman-Nya, ومَرَي البَلِك يَجِدُ عِ النَّهَالِهُ أَسَاقِطُ عَلَيْك رَطْبًا. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. (Q.S. Maryam [19]: 25)

Maka janiyyan dalam ayat di atas ialah buah yang sudah saatnya untuk dipetik. <sup>11</sup> Dikatakan, جنيت الثنزة و اجتنبتها و البجتي و الجني و المجنى و المجنى و المجنى و المجنى و المجنى و المجنى berkaitan dengan buah dan madu (ats-tsamrah wal-'asl), namun yang banyak dipergunakan ialah al-janiyyu untuk buah yang dalam keadaan masak. <sup>4</sup>

## (جهد) Jaahada

Firman-Nya, وَتَجَاهِلُونَ فِي سَبِيلَ اللهِ بِآمُوالكُمْ وَانْفُسِكُمْ Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 11)

Keterangan

جاهد بخاهد مُجاهدة .Di dalam Kamus dinyatakan جاهد بخاهد مُجاهدة , yang artinya "sungguh-sungguh". Makna jihad secara bahasa yang berarti "sungguhsungguh", di antaranya dinyatakan dalam sebuah ayat: وَأَفْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهُدَ اَيْفَاتُهُمْ : Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah. (Q.S. An-Nuur [24]: 53); yakni Jahda aimaanihim: sumpahnya yang paling kuat. Dari perkataan, خَهْدَ, yang berarti 'dia telah mencapai puncak usaha dan kekuatannya'. <sup>[1]</sup>

Makna lain tentang kata jihad menurut Al-Jurjani di dalam kitabnya, At-Ta'riifaat, bahwa al-Jihad ialah dorongan kepada agama yang benar (الدُّعَاءُ إِلَى الدَّيْنِ الْحُقَّ). Artinya, kata *jaahada* tujaahidu adalah kata yang menunjukkan makna aktif dari antara kedua belah pihak untuk memegang teguh keyakinannya masingmasing dan berusaha memenangkannya. Maka makna kata jaahada dimaksudkan dengan memegang teguh kuat-kuat. Di antaranya ialah وَإِنَّ خِاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسِ لَكَ بِهِ عَلَمٌ , bunyi ayat قلا تُطخيّها: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.... (Q.S. Luqman [31]: 15); di mana, kata jaahadaaka dalam ayat tersebut dimaksudkan dengan mengerahkan segala kemampuannya secara maksimal dari sebab-sebab yang bisa membawa anda untuk mempersekutukan Allah, dikatakan, جاهد, yakni mengerahkan kemampuannya secara) بنال ألجها maksimal). Maksudnya, meyakini akidah yang benar dengan seteguh-teguhnya agar tidak ada ruang untuk mempersekutukan Allah meski perintah itu datang dari kedua orang tuanya. Makna kesungguhan dari kata jihad, dapat dilihat pada ayat lain, وَاثَّدُونَ خَامِدُوا فَيِمَا لَهُدِينَهُمْ شَيِّلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ pada ayat lain, لم المُحْسنين: dan orang-orang yang bersungguhsungguh di jalan Kami, pasti Kami tunjukkan mereka itu pada jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang muhsin. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 67).

Ar-Raghib menyatakan bahwa *al-jihaadu* wal mujaahadah, ialah menghabiskan segala kemampuannya dalam menghalau musuhnya. Dan beliau membagi jihad menjadi 3 macam, yakni

<sup>-</sup> yang menyifati tongkat Nabi Musa a s. lihat. Khalafulladi: Muhammad A, Al-Forn Al-Qoshaash fil-Qur'unui Kanim. Al-Qur'an Bukan Kitob Sejarah, alih bahasa. Zuham Misrawi dan Anis Maftukhin, Paramadina-Jakarta, Cot. Ke-I, Sepetember 2002, him. 14

Tafsii Al-Moraghi, plid 5 juz 15 hlm. 93; fihat juga isorat Al-Isroal, 17: 91.

<sup>2</sup> tbid, plid 5 juz 15 hlm. 146

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 16 hlm. 44

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Crt., Nim. 99.

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 18 hlm. 120.

<sup>2.</sup> Kitab At-Ta'riifaat, hlm. 80





pertama, mengerahkan segenap kemampuannya menghadapi musuhnya secara jelas: kedua, mengerahkan kemampuannya dalam menghadapi godaan syaitan, dan ketiga, mengerahkan kesanggupannya secara penuh dalam melawan nafsu. Demikianlah beliau menerangkannya sebagaimana yang tercermin dalam surat At-بِاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ , Taubah ayat 38-46, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ انفِرُوا في سبيل اللهِ اتَّاقَلَتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحِيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ ٱلأَخْرَة فَما مِنَاعُ الحِيَاةِ الدُّنِيا فِي ٱلأَخْرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ {٣٨} الْأَ تَنفَرُوا نُعَذَّنَّكُمْ عَذَانًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدلَ قُومًا غَيْرَكُمْ وَلاَتُصُرُّوهُ شَيْنًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٩} إِلاَ تَنصَرُوهُ فَقَدْ نَصِرَهُ اللَّهُ إِذْ أُخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا في الُّغَارِ إِذْيَقُولُ لَصِبَاحِيهِ لأَتَحْرُنُ إِنَّ اللهِ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتِهُ عَلَيْهِ وَأَتَذَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كُلَمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَى وَكُلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلْيَا والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠) انْفَرُوا حَفَافًا وَيَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ قُ سَبِيلِ اللهِ ذَالِكُمْ خَيْزُ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ {٤١} لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفْرًا فَاصِدًا لِاتَّبِعُوكِ وَلَكِن بَعُدتُ عَلَيْهُ الشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَو استُطفئا لخَرْجِنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَتَفْسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِيُونَ {٤٢} عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لَمَ أَدَنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينِ صِدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِينَ {٤٣} لاَيُسْتَثَثَنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلأَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمُ وانفُسهم والله علِيمُ بِالْمُتَّقِينِ (٤٤) إِنَّما يَسْتَنَذِنْكَ الَّذِينَ لاَيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْأَجْرِ وَارْتَابُتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فَي رَبْهِمْ يَتْرُدُدُونَ {٤٤}\* وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجِ لأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرِهَ اللَّهُ انبِعَائِهُمْ فَيْتِطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ قَرِحُ الْخَلَقُونُ بِمَقْعَدِهِمْ خَارَفَ رَسُولَ:£13; dan ayat ke 81-84} الله وكرهُوا أن يُخاهِدُوا بأمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لاَتَنْفِرُوا ا ق الْحَرْ قَالْ نَارْجَهَنَّمَ أَشْدُ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (٨١) فَلْيُصْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَإِنْ رَجْعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فاسْتَنْذَنْوْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرِجُوا مَعِيَ أَبْدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِٱلقِّعُودَ أُوِّلَ مَرَّةَ فَاقْعُدُوا مَعْ الْخَالِفَيْنَ {٨٣} وَلاَتُصِيلَ عَلَى احدِ مَهُم مَاتَ أَبِدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ , begitu juga yang tertera di dalam Surat بِاأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هِلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةُ : 11-10 Ash-Shaff ayat تُتجيكم مَنْ عَدَابِ اليم (١٠) تُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ في سَبِيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كُنتُم تُعلَمُونَ

Berangkat dari penjelasan Ar-Raghib tersebut, maka المعارفة (peperangan) disebutkan أمعامل karena dalam peperangan segala yang dimilikinya baik harta, tenaga dan jiwa dihabiskan di jalan Allah. Dengan demikian ia telah benarbenar melakukan pengorbanan dan sekaligus mengorbankan segala apa yang dimilikinya. Di samping makna perang menggunakan kata jaahada fi sabilillah; makna perang juga diungkapkan dengan menggunakan kata qaatala, sebagaimana ayat tersebut di atas (كن تعربون مع)

اَبْدَا وَلَنْ نَفَاتِلُوا مِينَ عَدُوًا). Kemudian kata jihad, baik makna bahasa "bersungguh-sungguh", atau dengan makna "berperang" tidak dimaksudkan kepada selain harus berada di jalan Allah (fi sabilillah) dengan misi meninggikan kalimat-Nya. Baca Qatala.

Adapun kata jihad dengan makna memerangi godaan setan dan memerangi hawa nafsu untuk tidak tunduk kepadanya adalah dengan berlaku keras, seperti ungkapan ayat yang tertera di dalam surat At-Tahrim:

بأأنيا الذي جاهد الكفازوالمنافقين واغلَظ عليم وماواهم جيئم وبعن المصير (3) ضرب الله مثلاً للذين كفاروا امرات نوح وامرات لُوط كاننا تغت غنيدين من عبادنا صالحين فخائناها قلم يُغنيا عنهما من الله تغيد غنيدين من عبادنا صالحين فخائناهما قلم يُغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الذاخلين (١٠) وضرب الله مثلاً للذين «امنوا أمرأت فرغون إذ قالت رب ابن لي عندك بيئا في الجنة وتجني من فرعون ومدن وعنزان التي فرعون ومدن غنياً بيئاً وكذبه أخصنت فرجها فففخنا فيه من زوجنا وصدقت يكلمات ربها وكذبه

Yakni Muhammad saw, hendaklah berjihad dan berlaku keras terhadap para istrinya agar tidak sama dengan istri para nabi terdahulu yang melakukan pengkhianatan, sebagaimana istri Nabi Nuh a.s. dan istri Nabi Hud a.s.; sebaliknya kata jihad dan berkeras hati kepada istrinya untuk mengarahkannya ke jalur rida Allah sebagaimana istri Fir'aun, Aisyah. Dari ayat terakhir, kata jihad (tujqqhidu) dimaksudkan memberi arahan dengan mendidik dan menyadarkan agar tetap berada di jalan Allah Swt. Demikian pengertian jihad mengutip dari keterangan Al-Jurjani sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu ketika para istri nabi berdemo, meminta perhiasan hidup dunia sebagaimana layaknya perempuan-perempuan lain pada saat itu, maka beliau saw. memberi hak kepada para istrinya dengan dua alternatif: ikut tetap bersama beliau saw. atau berpisah, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-Nya, بأأيا النَّيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنُّ تُرِدَنَ الحِيَاةِ الدُّنْيَا وَرَمِنْتُهَا فَتَعَالَمَن أَمْتَعَكُنَّ وَأُسرَحَكُنَّ سراحًا جَمِيلاً \* وَإِن كُنائَ تُردِن اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالْدَارُ ٱلأَخْرَةُ قَاِنَّ :Q.S. Al-Ahzab [33]) الله أغذُ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنُّ أَجِرا عَظِيمًا 28-291

## (جَهْرَةُ) jahratan (جِهَاراً) Jihaaran

Firman-Nya, غُمْ إِنِّي دَعَوْتُمْ جِهَارًا: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada

<sup>2.</sup> Lihat, Ash-Shabuni, Tofsiirul Ahkom, jilid 2 hlm. 237.



<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 99

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



iman) dengan cara terang-terangan. (Q.S. Nuh [71]: 8)

Keterangan

Jahratan dan Jihaaran dalam avat "nyata". "ielas". adalah melihat langsung dengan menggunakan indra mata dan pendengaran. 4 Menurut Ar-Raghib jahrun dipergunakan dalam hal menampakkan sesuatu agar nyata oleh indera penglihatan dan pendengaran. Seperti halnya yang tertera di dalam firman-Nya, اَرِنَا اللَّهَ جِهْرةُ: Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. (Q.S. An-Nisa' [4: 153)

Begitu juga *jahratan* berarti "terangterangan", misalnya: قَالُ اَوْلَيْكُمْ إِنَ اتَاكُمْ عَبْرَاتِ الله بِعْنَةُ katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan..." (Q.S. Al-An'am [6]: 47) Maka, *Jahratan* dalam ayat tersebut adalah nyata di depan mata. Yakni, *mu'aayanan*.<sup>21</sup>

Kemudian makna lain dari jahrun adalah "kerasnya suara", misalnya: وَاذْكُرْ رَبُكُ فِي نَفْسِك Dan sebutlah (nama) تَصْرُعَا وَحَيْفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara,... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 205)

Maka, *Duunal-jahri* dalam ayat tersebut menurut imam al-Maraghi ialah berzikir tanpa meninggikan suara yang melebihi suara orang berbisik dan merahasiakan sesuatu. Yakni suara pertengahan.<sup>3)</sup>

### (جَهُزَ) Jahaza

Firman-Nya, وِلَا جِهْرَهُم بِجِهَارَهِم Maka tatkala telah dipersiapkan bahan makanan mereka untuk mereka.... (Q.S. Yusuf [12]: 59)

Keterangan

Dikatakan: Jihaazus-safar (چهاز السفر) ialah perlengkapan dan apa yang diperlukan dalam mengadakan perjalanan, seperti katakata, جهازة المُنبَ والعروش , "perlengkapan jenazah dan pengantin". Atau jahhaza fisy-syai-i النَّشَيَّن), "memenuhi sesuatu dengan sempurna". Dan *Jahhazahum* untuk ayat di atas maksudnya memuati kendaraan dengan barang-barang yang untuk itulah mereka datang ke sana. <sup>1</sup>1

### (جَهَلَ) Jahala

Firman-Nya, غملُوا السُّوءَ بِغَهَالِة ...orangorang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya.... (Q.S. An-Nahl [16]: 119)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْغَيْل, yang artinya di sini berlawanan dengan kata الْغِلَّة, yang artinya "mengetahui". Maksudnya, "bukanlah setiap kejahilan (ketidaktahuan) tergolong sebagai suatu aib, karena makhluk (manusia) itu pada hakikatnya tidak dan belum mengetahui sesuatu. Namun manusia akan dicela-Nya terhadap sesuatu yang seharusnya diketahui. Kemudian, kalaupun ia tidak mengetahui terhadap sesuatu yang sepatutnya diketahui maka dia dikatakan sempurna, dengan catatan, bahwa ketidaktahuannya masih berada pada batas-batas yang bisa ditolelir". <sup>71</sup>

Sedangkan *al-jahaalah*, yang terdapat di dalam firman-Nya, هُمُ إِنْ رَبِكَ لِلْنَهِنَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ هُمْ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاصَلَحُوا للمُّوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ هُمْ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاصَلَحُوا للمُها للمُ (Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya). (Q.S. An-Nahl [16]: 119), maka *bi-jahaalatin* maksudnya 'kurang akal'. 'Amr bin Kultsum menyatakan dalam bait syairnya:

سَرَى بَرُقَ الْمَعَرَّةِ بِعَدْ وَهُنِ

فبَاتَ بُرامَةً يُصِفُ الْكَلالَا

"Ketauhilah, janganlah seorangpun membodohi kami, sehingga kami menjadi bodoh, lebih bodoh dari orang-orang bodoh".<sup>3]</sup>

# (جَوْبُ) Jaubun

Firman-Nya, وثَنُودَ النَّذِينَ جَانِوا الصَّخَرِ بِالْوَادِ. dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, (Q.S. Al-Fajr [89]: 9)

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhd Qur'an, him. 99.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 film. 131.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 lılım, 154

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 9

<sup>2.</sup> Ibid, plid 3 juz 7 him. 109.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm 152.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Jaabush-Shahra artinya membelah batu lalu diukirnya (sebagai tempat tinggal). Arti jaabu, "memotong", di antaranya dikatakan: من أمنيف قطع له جَنبُ القَمِيْصِ قَطع لهُ جَنبُ "dari potongan-potongan kain maka dibuatkan untuknya kerah baju". المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المنا

### (الْجَوَاتِ) Al-Jawaabu

Firman-Nya, بعملُونَ لهَ مَا يشاءُ مَنْ مَعَارِب وَتَبَائِيل Para jin membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam.... (Q.S. Saba' [34]: 13)

#### Keterangan

Al-Jawaabu (الْجَوَابَ), adalah kata berbentuk jamak dari jaabiyah (جَابِيةً), artinya "kolam renang". Ini adalah salah satu kekayaan Nabi Sulaiman a.s. yang dikaruniakan Allah kepadanya. Al-A'sya pernah memuji keluarga Jafnah dari dinasti Gasasinah dengan mengatakan:

نَّفَى الدُّمُّ عَنَّ آلِ الْمُحَلِّقَ جَفَّنَةٌ

## كجابية الشيخ ألعراقي تفهق

"Keluarga<sup>2</sup> Al-Muhallaq telah dihilangkan jalannya oleh piring, seperti kolam besar seorang syaikh di Iraq yang meluber (meluap)".<sup>3</sup>]

# (الْجَيَّادُ) Al-Jiyaadu

Firman-Nya, اَذْ عُرِضَ عَلَيْهُ بِالْمُشَيِّ الصَّافِئَاتُ الْجِيَادُ (Ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat di waktu berlari pada waktu sore. (Q.S. Shaad [38]: 31)

#### Keterangan

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa الجياد adalah mempercepat langkah berjalan (السَابِقُ فِي الْعَدُوَ الْسَابِقُ فِي الْعَدُوَ الْسَابِقُ فِي الْعَدُوَ الْجِياد). Menurut Al-Mubarrad, bahwa الْجِياد) adalah bentuk jamak, dan kata mufradnya adalah bentuk jamak, dan kata mufradnya adalah bentuk jamak, dan kata mufradnya adalah sebagaimana kedermawanan seseorang. Maksudnya, "ia memaksimalkan kemapanannya". <sup>41</sup> Baca Ash-Shaafinaatu.

## (الْجُوْدِيُّ) Al-Juudiy

Al-Juudiy adalah nama sebuah gunung di Maushil. Tempat bersejarah berkenaan dengan berlabuhnya bahtera Nuh a.s. Sebagaimana firman-Nya: وَقِيلَ يَاارَضَ ابْلَعِي مَاءَكِ وَالسَّعَاءُ افْقَعِي وَغَيِلُ بُعَدًا للْقَوْمِ وَالسَّعَاءُ الْقَوْمِ الْغَنْ وَالسَّقَاءُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلُ بُعَدًا للْقَوْمِ Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," Dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim." (Q.S. Huud [11]: 44)

#### (جَازَ) Jaara

Firman-Nya, وَإِنْ اَخَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارِكَ فَاجِرَهُ حَتَّى Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka tindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah.... (Q.S. At-Taubah [9]: 6)

#### Keterangan

Al-Istijaarah ialah meminta perlindungan, penjagaan dan pengamanannya. Di antara adat orang Arab ialah menjaga dan melindungi tetangga, sehingga mereka menamakan orang yang ditolong dengan "tetangga". Dan أجز: amankanlah dia. Ma'muunuha, tempat tinggalnya, di mana tempat tersebut ia merasa aman di dalamnya, yaitu negeri kaumnya. <sup>2</sup>J

Adapun Yujiiru: menolong. Berasal dari perkataan mereka. أَجِرَتْ فَلاَنْ مِن فَلاَنِ , yang berarti saya menyelamatkan si fulan dari si fulan. المعارفة على منافوت كان شيء وهو يقدر منافوت كان شيء وهو يقدر ولا يتجار ولا يتجار عليه الله كنيم تعلمون لا تعليه الله كنيم تعلمون لا Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?" (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 88) yakni yang dapat melindungi seseorang hanyalah Allah.

# (مُجَاوِزَةً) Mujaawazah (جَاوِزَةً

Firman-Nya, وجاورنا بيَتِي إِسْرائيل الْبِعر Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 138)

<sup>1.</sup> tbid, jilid 10 juz 30 hlm. 143; Al-Kasyyaaf, juz 4 him. 250.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 225.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılıd 8 juz 28 hlm. 67.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 8 juz 22 hlm 117; Shafivaatu-Tofaasiir, jilid 3 hlm. 57

<sup>1 !</sup>bid, jilid 4 juz hlm ; Shafwootot Tafasiir, jilid 2 hlm. 16.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 4 juz 10 hlm. 57.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 47.

# ~+@

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Dikatakan, جَازُ الشَّيْنَ وَجَاوِزَهُ وَتَجَاوِزُهُ , berarti melampaui sesuatu dan berpindah darinya. <sup>11</sup> Dan مَوْزُ الطَّرِيْقِ, berarti ia berada di tengah-tengahnya, yakni wasathahu (menyeberanginya) dan seakanakan ia mantap berada di tengah-tengah jalan. <sup>21</sup>

## (اَلْجُوعُ) Al-Juu'

Firman-Nya, بِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِهَا وَلا تَمْرِي Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. (Q.S. Thaaha [20]: 118)

#### Keterangan

Al-Juu' (اَلْجَوْعَ)) adalah penderitaan yang dirasakan oleh makhluk karena tiadanya persediaan makanan. Dan al-mujaa'ah (الَّلْجَانَةُ) adalah istilah tentang masa-masa kelaparan, paceklik (zamaanil jadbi). Dikatakan: زجُلُ جانِعٌ رَجُلُ جانِعٌ, apabila laki-laki tersebut kerap menderita kelaparan.

## (جَوُّ) Jawwun

Al-Jawwu (اَنْجَوُ) adalah udara di antara bumi dan langit. Wata ini tertera di dalam firman-Nya, فَا جَوْ السَّمَاء : Di angkasa bebas. (Q.S. An-Nahl [16]: 79)

## (جاءَ) Jaa-a

Firman-Nya, فَأَجَاءَمَا الْغَامَٰ إِلَى جِدْعِ النَّعْلِيّ Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma. (Q.S. Maryam [19]: 23)

#### Keterangan

Fa-jaa-aha al-makhaadhu maksudnya ialah menyandarkan dan menghempaskannya. أمان نجينا جَيْنة وَمَجِينا , dan al-majii' maknanya sama dengan al-ityaan akan tetapi al-majii' lebih umum karena al-ityaan datang dengan mudah dan terkadang al-ityaan dimaksudkan dengan unsur kesengajaan meski tidak tercapai maksudnya. Sedang al-majii' dimaksudkan tentang tercapainya, dan

1. Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 50.

mempunyai beberapa makna yang sesuai dengan medan, tempat, perbuatan dan masanya. <sup>1</sup>

Berikut makna jaa-a yang tertera di beberapa ayat:

- 1) Jaa'a dalam pengertian medan dan masa tepatnya datang ajal, misalnya, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ Apabila telah datang ajal mereka, .. (Q.S. Yunus [10]: 49) yakni, ajal tersebut tepat datang pada waktunya, tak dapat dimajukan dan tak dapat diundurkan.
- Jaa'a dalam pengertian "tepatnya perbuatan". mísalnya, قُلُ رَبِي أَعْلَمُ مَنَ جَاءَ بِالْهُدَى: Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk...." (Q.5. Al-Qashash [28]: 85). Yakni, tepatnya orang yang mendapatkan petunjuk hanya Allah yang lebih tahu, tidak meleset sesuai dengan perbuatan yang menghubungkan ke jalur mendapat petunjuk. هَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَةِ قُلَة ,Secara umum dinyatakan خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيئَةِ فَلاَ يُجَزّى الَّذِينَ عَمَلُوا السَّيْنَاتِ إلا مَا Barangsiapa yang datang dengan کانوا يغملون (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripadanya kebaikan itu; dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. Al-Qashash [28]: 84)
- 3) Jaa'a yang berarti "Saat-saat ditunjukkannya neraka jahannnam dengan sejelas-jelasnya", misalnya, فَيْمِينَ يُوْمِئِذِ بِعَهُمُ يَوْمِئِذِ يِعَدُكُرُ الْإِنْمَانُ وَأَنِّى لَهُ dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. (Q.S. Al-Fajr [89]: 23) Maka Wa jii-a yauma-idzin bi-jahannama: maksudnya, neraka jahannam ditampakkan hingga kelihatan-sebelumnya tidak tampak.<sup>21</sup>

## (جُيُوْبٌ) Juyuubun

Firman-Nya, نُولِيَصْرِيْنَ بِخَمْرِهِنَّ عَلَى جَيْنِهِينَ ...dan hendaklah mereka menutup kain kerudung *di* dadanya.... (Q.S. An-Nuur [24]: 31)

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 101.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm 101.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, illid 5 juz 14 film. 120; lihat juga, Mu'jam Mufradot Alfoozhul Qur'an, film. 101.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 43.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 102.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 151.



#### Keterangan

Al-Juyuub adalah bentuk jamak dari jaybun (حَنث), yaitu "bagian atas baju yang terbuka yang dari situ tampak sebagian tubuh" (leher baju). 11 Dan tertera pula dalam firman-Nya, وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu.... (Q.S. An-Naml [27]: 12); dan اَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بِيُصَاءَ مِنْ disebutkan di ayat lain, اَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بِيُصَاءَ مِنْ غَيْر شوء: Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit.... (Q.S. Al-Qashash [28]: 32) Yakni al-jaybu adalah bagian baju yang terbuka, tempat keluarnya kepala (kerah, Jawa).21

## (جِيْدٌ) Jiidun

Firman-Nya, في جيدها خيل مِنْ مَسْدِ: Yang di lehernya ada tali dari sabut. (Q.S. Al-Lahab [111]: 5)

#### Keterangan

Al-Jiid artinya leher (al-'anag).11 Arti aljiid dengan leher sebagaimana dikemukakan oleh Amrul Qais dalam perkataannya:

وَجِيْدٍ كَجِيْدِ الرَّيْمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ

"Dan lehernya seperti leher kijang yang putih bersih bukan jelek/kotor".2)



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 97; lihat Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an, hlm. 102; Asy-Syaukani menjelaskan bahwa *ol-juyuub* terambil dari *ol-juub* yakni "potongan" (al-gath'u) Lihat, Fathul Qadiir, jilid 4 hlm 23.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 53.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 10 juz 30 hlm. 261.

<sup>2.</sup> Shafwaatut Tafaasiir, jilid 3 hlm. 617.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an





## (خُبُّ) <u>H</u>ubbun

Firman-Nya, وَإِنَّهُ لِعُبُ الْغَيْرِ لَشَدِيدٌ dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena *cintanya* kepada harta. (Q.S. Al-'Aadiyaat [100]: 8)

Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa نخ, dengan didhammahkan ha'-nya adalah kata masdar dari نف (نخبيت ), "cinta", "suka", lawan dari al-karaahiyyah (marah). Kata hubb dimaksudkan dengan kecenderungan hati berdasarkan akal pikirannya, sedangkan apabila melebihi kadar berpikir (al-'aql) disebut al-'asya (kadar cinta yang berlebihan). "Baca Raghifa.

Di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa Al-Mahabbah ialah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu karena adanya kesempurnaan yang dijumpai di dalamnya, sehingga hal tersebut mengajak jiwa untuk mendekatkan diri kepada-Nya.<sup>2</sup>J

Atta yuhibbu, yastahibbu, di beberapa ayat berkenaan dengan keburukan dan kebaikan. Cinta yang berkenaan dengan keburukan, misalnya, ذَلِكُ بِأَنَّهُمُ اسْتَعْفُوا الْعَبَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْأَجْرَةُ (Q.S. An-Nahl [16]: 107) Maka, Istahabbul-hayaataddunyaa maksudnya mereka mengutamakan dan mendahulukan kehidupan dunia. Makna yang sama, "memilih" dan "mengutamakan" terdapat pada kata Atsara. Baca Atsara.

Sedangkan cinta kepada kebaikan dinyatakan: 1): وقَائِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُعَائِلُونَكُمْ وَلاَ تَعَدَّلُوا فِي اللهِ اللهِ الَّذِينَ يُعَائِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْدَلُوا فِي اللهِ اللّهِ النّبِينَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 190) Maka, Mahabbatullahi li-'ibaadihi; Allah menghendaki kebaikan dan memberi pahala kepada para hamba-Nya.<sup>4</sup>

ادغوا زِيْكُمْ تَصْرُعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يَجِبُ النَّعْتِينَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 55) Maka, Mahabatullaahi lil-'amal, "cinta Allah kepada pekerjaan". Maksudnya,

Allah memberi pahala atas pekerjaan itu. Sedang mahabbatullaahi lil-'aamili, "cinta Allah kepada orang yang beramal". Yakni, keridaan Allah tercurah kepadanya. 11

Di dalamislam, kecintaanumat kepadarasul-Nya (Muhammad saw.) adalah suatu kemestian, lantaran ia yang dipercaya membimbing aturan agama yang bersifat gaib (hanya berdasar wahyu). Sebuah ayat menyebutkan, قُنْ إِن كُنتُمْ تَجْبُونَ سُهُ فَالْمُونِي "Katakanlah قُنْ إِن كُنتُمْ تَجْبُونَ سُهُ فَالْمُعُونِي لَكُمْ ذُنُونِكُمْ وَاللهُ غَفُوزُ رَجِيمُ "Katakanlah jika kamu ingin dicintai Alah maka ikutilah aku, pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang." (Q.S. Ali-Imran [3]: 31)

Wujud cinta adalah ketaatan, dan taat kepada selain Nabi saw. adalah suatu kerugian, salah jalan, غَلَيْ أَعْدُوا يَرْتُوكُمُ Wahai orang-orang yang beriman jika kamu taat kepada orang-orang kafir pasti mereka membalikkan kamu ke belakang(kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. (Q.S. Ali Imran [3]: 149)

Sebuah pilihan dalam menyinta seseorang, figur. Namun, tulusnya cinta seseorang adalah meniadakan kecintaan kepada selainnya. Meminjam penggalan ungkapan Sasterawan Besharri, Lebanon, Kahlil Gibran:

"Dan engkau tidak bisa mencintai satu tamumu lebih dari yang lain;

karena siapa yang berpihak kepada salah satunya akan kehilangan cinta dan kehilangan keduanya".<sup>21</sup>

Ada dua cinta dalam rongga manusia, secara umum disebutkan dengan cinta kepada keduniaan, dan secara khusus terdapat cinta (kecenderungan) anak Adam yang menyalahi

Gibran, Kahlif, Cinta Keindohan Kesunyian (edisi Indonesia), hlm.
 Cetakan keenam, Juni 1999, Bentang-Yogyakarta; Kahlif Gibran lahir di Besharri, Lebanon, 6 januari 1883 dan wafat 1931. Lebanon dalam bahasa Arab Semit, "putih" (*Jubnan*), lantaran gunung lebanon puncaknya selalu diliput salju dan lerengnya memberat warna putih sendimen batu kapur. (*Ibid*, hlm. 271).



<sup>1.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahaa', Arabiy Engilijiy Afransıy , hlm. 152.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 139.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 5 juz 14 hlm. 145

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 88.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 175.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

fitrahnya, yakni cinta kepada selain Allah (cinta kemusyrikan), meski mempunyai nilai yang sama, namun cinta kepada Allah jauh bagi yang beriman mempunyai kadar cinta yang lebih besar. Sebagaimana perbandingan dalam ayat berikut: وَمِن النَّاسِ مَنْ يَنْجُخَذُ مِنْ دُونِ اللّهِ اللّهَ وَ النّينَ Dan di antara manusia ada orangorang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Namun orang yang beriman itu terlebih cintanya kepada Allah... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 165)

Orang beriman dikatakan lebih cintanya kepada Allah lantaran ia mendapatkan imbalan di dunia, di antaranya: a) orang bertakwa kepada Allah segala urusanya terasa mudah; dan b) orang yang bertakwa kepada Allah dihapusnya kejahatan pada dirinya. (Q.S. Ath-Thalaq [67]: 4-5)

## (حَتُّ) Habbun

Al-Habbah adalah kata bentuk tunggal (mufrad) dari al-habb, artinya bebijian yang ditanam dari pohon dan menjadi makanan pokok (padi, gandum dan lain sebagainya). <sup>11</sup> Yakni, sesuatu yang dimakan darinya. <sup>21</sup> Seperti bunyi ayat, وَالْخَبُّ ذُو الْعَصَفُ وَالرَّبْحَانُ (Q.S. Ar-Rahman [55]:

Adapun Habbatul khardzali adalah perumpamaan dalam hal kecilnya. المحافظة Sebagaimana firman-Nya, وَنَصَعُ الْوَارِينَ الْفَسَطَ لِيَوْمِ الْقِيَانِة فَلاَ تُطْلَمُ بِنَا نَفُسُ شَلِنًا وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبْةٍ مِنْ حَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا نَفُسُ شَلِنًا وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبْةٍ مِنْ حَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala) nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 47)

Sedang Habbul hashiid berarti al-hinthah (yang matang buahnya, dipanen). المحافظة Sebagaimana firman-Nya, عِنْاتِ وَحَبُّ الْعَصِيدِ Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan bijibiji tanaman yang diketam. (Q.S. Qaaf [50]: 9)

### (حبُرٌ) <u>H</u>ibrun

Firman-Nya, نَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَعْبَرُونَ; maka mereka di dalam taman (surga) bergembira. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 155)

Keterangan

Dikatakan, فَرَنَّهُ يَعْبُرُهُ حَيْرًا وَخَبُوْراً apabila seseorang merasakan kegembiraan dan raut wajahnya tampak ceria sebagai ekspresi dari kegembiraannya. Dan dalam peribahasa dikatakan:

مُتَلاَءَتْ بُيُوَتُّهُمْ حِبِّرةً

## فَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِبْرَةُ

"Rumah mereka penuh dengan kegembiraan, sedang mereka menunggu kedatangan kafilahnya.<sup>2</sup>1

Firman-Nya, نَخْلُوا الْجِنَّةُ أَنْنُمُ وَأَزُوا جَكُمُ تَغَيْرُونَ (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 70) Maka, tuhbaruun maksudnya ialah kalian bersuka cita di mana pengaruh kegembiraan itu tampak yang berupa muka berseri-seri dan indah.<sup>23</sup>

### (حَبَسَ) <u>Hab</u>asa

Firman-Nya, وَلَيْنَ اَغُرْنَا عَيْمُ الْعَدَّابِ إِلَى أَمْعَ مَعَدُودَةٍ. Dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata: Apa yang menghalanginya? (Q.S. Huud [11]: 8)

#### Keterangan

Al-<u>H</u>absu adalah tempat menahan air (bendungan), dan al-a<u>h</u>baas adalah kata bentuk jamak, sedang ta<u>h</u>biis adalah menjadikan sesuatu itu berhenti (diam) secara terus-menerus, dikatakan, منا حَبْيَانَ فِي سَبِيْنِ اللهِ, yang artinya ini adalah yang terpenjara di jalan Allah (uzlah). <sup>31</sup>

Firman-Nya, نَأْصَابَتُكُم مُصِيبَةُ الْمُوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بِعَبْ (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 106) Maka, tahbisuunahuma maksudnya ialah memegang keduanya dan mencegahnya agar tidak pergi dan lari. 4)

<sup>4</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 49.



<sup>1.</sup> Ibid. jilid 1 juz 3 film. 29.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 204.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 6 juz 17 hlm. 35; *Al-Kasyyaof*, juz 4 blm. 219.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 198.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 21 hlm 32-33.

<sup>2.</sup> fbrd, jilid 9 juz 25 hlm 106-107.





## (حَبطُ) <u>H</u>abitha

Di dalam Al-Qamus disebutkan, خبط عَمَلُهُ, seperti بِمَنْ عَبْلُوها , yakni "batal".

Dan ungkapan بَهْ عَبْلُهُ , artinya "Allah telah membatalkannya". المحتملة الله batalnya amal seorang hamba karena tidak disertai ikhlas mengabdi kepada-Nya; atau hapusnya amal seorang hamba lantaran hal-hal lain, misalnya syirik dalam beribadah.

Berikut ini dijelaskan di sejumlah ayat ungkapan <u>h</u>abitha a'mal berkaitan dengan:

- Mereka yang murtad dan mati dalam keadaan murtad. Balasannya neraka, ... و من يرتدد منكم عن يومان المحرة واولئك دينه فيمت وهو كافر فالنك حبطت اعمالهم فالدنيا و الأخرة و اولئك (Q.S. Al-Bagarah [2]: 217) اصحاب النارهم فيها خالدون
- Mereka yang musyrik, لنن اشركت ليعبطن عملك (Q.S. Az-Zumar [39]: 65)
- 3) Mereka yang membunuh para nabi dengan tidak benar, membunuh orang-orang yang menyuruh manusia menegakkan keadilan. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ditutup dengan vonis: أُولِينَكَ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 21-22)

## (اَلْحُبُكُ) Al-Ḥubuku

Firman-Nya, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْعَبْكِ: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 7)

Keterangan

الْفَيْكُ , adalah kata jamak, dan bentuk mufradnya adalah غبنت وجبات , yakni الطَارَائق . Dan jalan-jalan di air disebut <u>hubukatun</u>, dan خبات , ialah sela-sela (rongga udara) pada sayap burung. Dan penafsiran beliau terhadap ayat di atas, dzaatil-<u>H</u>ubuki, ialah yang mempunyai keserasian (dzaatil-<u>h</u>asani wal-istiwaa\*).<sup>21</sup>

الفيك sebagaimana kata dari خبيكة, sebagaimana kata thariiqatun, berdasarkan wazan dan maknanya. Az-Zujaj mengatakan: al-hubuku adalah aththaraa'iqul-hasanati, dan al-mahbuk menurut lugat, adalah maa ujidu 'amaluhu (sesuatu yang didapat dari amalannya). Menurut Ibnul Arabi,

bahwa ia adalah "Segala sesuatu yang telah jelas hukumnya dan dinilai baik perbuatannya, berarti <u>habakathu</u>, yakni telah mengerjakannya dengan baik." <sup>11</sup>

### (حَيْلٌ) Hablun

Firman-Nya, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ نَقَرْقُوا Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 103)

Keterangan

Al-Ḥablu adalah ar-Ribaath, dan bentuk jamaknya وَخَبُولٌ وَجَبُلٌ وَخَبُلُ . Artinya tali pengikat yang kokoh. Hablun juga berarti sebab-sebabnya (asbaabuhu), maka جَبُلِون النّوب berarti sebab-sebab kematian. Adapun firman-Nya, النَّغَنُ أَفُونَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ النَّوبِيد (Q.S. Qaaf [50]: 16) Maka, habulul-wariid ialah urat besar yang ada di leher. Yakni, urat yang menjulur pada bagian depan leher, dan keduanya bersambung dengan urat nadi jantung. Kedua urat ini keluar dari kepala lewat leher menuju jantung. 3

# (حَتْماً) <u>H</u>atman

Firman-Nya, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَ وَارِدُمَا كَانَ عَلَى رَبِكَ مَنْكَا Dan tídak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. (Q.S. Maryam [19]: 71)

Keterangan

Kata ini muat hanya satu kali, dan terdapat pada surat Maryam ayat 71. Di dalam *Qamus*, kata *al-hatmu* mempunyai beberapa arti, antara lain: عَلْمُ الْخُوْلَةُ yang murni; عَلْمُ الْخُوْلِيّةُ: (hati yang tunduk) الْفَاصَاءُ: Keputusan; *iijaabuhu* (الْبَعْالِهُ: Hukum suatu Pengabulannya; dan الْحُمَّامُ الْالْحُمْرُةُ Hukum suatu perkara, keputusan. Sedangkan bentuk jamaknya adalah الْخُلُومُ Maka الْفُاضِي dan bentuk jamaknya adalah الْخُلُةُمُ Maka أَنْ الْحُمْرُةُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِيْنِهِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِمِيْمِ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِعِيْمِ الْ

# (حِتَانٌ) Hitaanun

إِذَ , kan.<sup>5]</sup> Firman-Nya (جَنَانٌ); ikan.<sup>5]</sup> Firman-Nya فَأَيْهِمْ جِيثَانُهُمْ يُوْمُ سَيْتِهُ شُرُعًا (di waktu datang kepada

<sup>1.</sup> Az-Zawi, Thahir Ahmad, *Tortib Qomus Al-Muhith*, Daar 'Alım Al-Kutub, (tt) juz 1 hlm. 578.

Ibnu Al-Yazıdi, Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruha, hlm. 167; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

Shafwootut-Tofoasiir, jilid 3 hlm. 251; lihat juga, Mu'jom Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm. 105.

<sup>2.</sup> Qamus Al-Muhiith, juz 1 hlm. 580.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 film. 158.

<sup>4.</sup> Qamus Al-Muhiith, juz 1 hlm. 587.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 92.





mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 163)

## (حَثِيْناً) <u>H</u>atsiitsan

Firman-Nya, يُفَتِي اللَّيْنَ النَّيَارَ يَطْلُبُهُ خَلِيثًا ...Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 53)

Keterangan

Hatsiitsan artinya cepat. Seperti kata orang, فَرَسُ خَئِيْتُ الْمَسْالِ, berarti kuda yang cepat larinya. <sup>11</sup> Hatsiitsan menerangkan tentang keadaan tertutupnya malam dengan kehadiran siang dengan cepat.

## طِجَابٌ) Hijaabun

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيُنَكَ وَبِيْنَ الَّذِينَ . Firman-Nya . (45): [17] Q.S. Al-Israa (أيرية) مَسْتُورُا

Keterangan

Al-Hijaab dan Al-Haajib ialah terhalang dari sesuatu. Sedang yang dimaksud di sini ialah penghalang. اجعَانا مَسْتَوْراً Maka, أَحِعَانا مَسْتَوْراً Suatu dinding yang tertutup. Yakni, dinding yang memisahkan antara orang yang beriman, karena mau menerima bimbingan Al-Qur'an dan orang yang tidak mempercayai kehidupan akhirat, karena tidak mau menerima Al-Qur'an ketika dibacakan kepadanya.

Di dalam *Qamus*, dinyatakan: جَغِياً وَجِعَبا، artinya عَرَهُ (menutupinya). Sedangkan al-<u>H</u>aajib (الْبَوَابُ), adalah al-bawwaabu (الْبَوَابُ), dan bentuk jamaknya ialah خَغِبَةٌ وَخَعَابٌ, maksudnya 'sesuatu yang dijadikan tutupan' (penutup, tabir). <sup>3</sup> Baca Satara (<u>H</u>ijaaban Mastuuran).

Firman-Nya, فَاتَغَنْتُ مِنْ دُونِهِمْ جِعَابًا فَأَرْسَلُنَا إِلَهًا (Q.S. Maryam [19]: 17) Maka, Hijaaban maksudnya ialah sebagai penghalang yang menutupi dari mereka.<sup>4</sup>

Adapun تَعْجُونِهُ berarti tertutup. Sebagaimana firman-Nya, تَكَلاَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّمْ يَوْمَنِنِ لَمَجْوَبُونَ Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar *tertutup* dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 15)

Yakni. kata vang menyifati orangorang yang berdusta yang akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka, "Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benarbenar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka". (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 10-17)

## طِعِجٌ) <u>H</u>ijaj

Al-Hijaj adalah bentuk jamak dari hijjah (جِعَةٌ) yang berarti tahun. Dan tsamaniya hijajin (جِعَةٌ), artinya delapan tahun. Dinyatakan: أَنْ تَأْجُرُنِي ثَمَانِي جِعَجِ ثان hendaklah kamu bekerja denganku عَنْجُرُنِي ثَمَانِي جِعَجِهِ hendaklah kamu bekerja denganku delapan tahun. (Q.S. Al-Qashash [28]: 27) Makna ini tampak pada perkataan Zuhair bin Abi Salma: لَمَا الْدَمَّارِ مِقَلَّةُ الْعِجْرِ

أَقْوَيْنَ مِنْ حِجْجٍ وَمِنْ دَهْرٍ

"Sesungguhnya di antara rumah-rumah yang ada di puncak Hijr ada yang lebih kuat dibanding tahun dan masa". 11 Baca Syu'aib (isim 'alam).

# (اَلْحَجُّ) Al-<u>H</u>ajj

Firman-Nya, الْحَجُّ الشَّهُوْ مَعْلُوْمَاتِ فَمَنْ فَرَضَ فَيِنَ الْحَجُّ وَمَا تَشْطُوْ مِنْ خَبْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ فَلاَ رَفِّ اللهُ وَلاَ جَدَالَ فِي الْحَجُ وَمَا تَشْطُوْ مِنْ خَبْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ فَلاَ رَفْتُ وَلاَ جَدَالَ فِي الْجَبِهِ وَمَا تَشْطُوْ مِنْ خَبْرِ يَعْلَمُهُ اللهُ (Musim) itu beberapa bulan yang maklum. Oleh karena itu barangsiapa telah memberatkan (atas dirinya ibadat) haji itu (bulan-bulan) itu, maka tidak boleh sekali-kali rafats, dan tidak boleh sekali-kali fusuq dan tidak boleh sekali-kali

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 169.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm 52.

<sup>3.</sup> Qamus Al-Muhitth, juz 1 hlm. 590-591.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 40.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 48.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berbantah-bantahan di dalam haji; dan apa-apa kebaikan yang kamu buat, diketahui oleh Allah; dan hendaklah kamu mengambil bekal; karena sebaik-baik bekal itu ialah bakti; dan hendaklah kamu berbakti kepada-Ku hai orang-orang yang berfikiran! (Q.S. Al-Bagarah [2]: 198)

#### Keterangan

Al-Hajj, secara bahasa ialah "sengaja". Sedangkan menurut istilah ibadah, berarti maksud mendatangi Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang telah kita kenal. أن Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa خنج, dengan difathahkan ha'-nya dan dikasrahkan ialah al-qashdu (menuju, sengaja). Yakni melaksanakan sejumlah amalan secara khusus (a'maal makhshuushah) di tanah haram Mekah dan sekitarnya pada waktu-waktu tertentu yang disertai dengan niat. Dan niat maksudnya, menyengaja sesuatu disertai dengan perbuatannya (قَصَدُ الشَّيْنُ نَفَانُ الْمَاعِيَةُ الْمُعَادِيةُ الْمَاعِيةُ الْمِنْ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمِنْ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِلَيْهُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاعِيةُ الْمَاع

Adapun وَمَا تَفْعَلْوْ مِنْ خَيْرٌ يَعْلَيْهُ الله maksudnya: pertama, orang-orang yang bermusyawarah itu sering menunjukkan kebaikan-kebaikan yang masing-masing telah diperbuat, maka dengan ayat ini seolah-olah Allah berkata, "janganlah kamu bermegah-megahan dengan kebaikan kamu bermegah-megahan dengan kebaikan kamu, karena apa-apa kebaikan kamu itu Aku akan balas." Kedua, maksudnya, selain dari menjauhi larangan-larangan Allah yang tersebut itu, apa-apa kebaikan yang kamu buat, diketahui oleh Allah dan la akan balas dengan ganjaran atas perbuatan itu."

Yakni kebaikan-kebaikan dalam ibadah haji itu jangan ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain (riya'), cukuplah Allah yang tahu. Redaksi ayat tersebut mirip dengan bunyi ayat yang tertera di ayat yang ke 214 dari surat Al-Baqarah, وَمَنْ خَيْرُ فَانُ اللهُ بِهِ عَلِيْهُ perihal berinfak. Yang hendak menandaskan bahwa menunjuk-nunjukkan kebaikan baik tentang infak ataupun amalan ibadah haji berarti ia bertabiat saahun, "lalai"

sebagaimana ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang salat (wailun lil-mushallin) sebagai amalan yang sia-sia. Karena perilaku seperti itu akan menghalangi sesuatu yang lebih bernilai (وينتغون الاعزاد), yakni takwa dan ikhlas.

Oleh karenanya, haji adalah amalan terakhir dalam rukun Islam, dan Al-Qur'an memberi penekanan dengan kuat untuk taqwaal-quluub, yakni tidak melakukan kemusyrikan dalam melaksanakannya. Dan melaksanakan kemusyrikan di dalam haji berarti tidak ada hak baginya selain neraka. Baca sya'aa-irillaah, khalaaq.

Sedangkan bulan-bulan dalam mengerjakan ibadah haji itu ialah bulan Syawal, Dzul-qa'dah dan Dzul-hijjah. Pada bulan-bulan tersebut seseorang boleh berniat mengerjakan ibadah dari permulaan syawal, dan boleh juga sesudah bulan itu; dan penghabisan pekerjaan haji ialah pada tanggal 10 Dzul-hijjah. Sedangkan pokok-pokok (rukun) ibadah haji ialah: Ihram, Wuquf, Thawaf, Sa'i, dan bercukur atau menggunting rambut.

## (اَلْحَاجَةُ) Al-Haajatu

Firman-Nya, نَوْلاَ يَجِدُونَ فِي مَنْدُورِهِمْ خَاجَةً مِنَا أُوتُوا Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin). (Q.S. Al-Hasyr [59]: 9)

#### Keterangan

Al-<u>H</u>aajatu (الْخَاجِة), menurut asal maknanya adalah "memerlukan sesuatu sambil menyukainya", akan tetapi pada ayat ini *al*haajjatu adalah hasud dan segala keinginan yang buruk yang tersimpan dalam hati.<sup>3</sup>]

# (الْحُجَّةُ) Al-Hujjah

Firman-Nya, قُلُ فَلِلْهُ قَلُوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ Firman-Nya, قُلُ فَلِلْهُ الْوَضَاءِ الْمَعْلِيَّةُ قَلُوْ شَاءَ لَهَذَاكُمْ : Katakanlah: "Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semua." (Q.S. Al-An'am [6]: 149)

#### Keterangan

<u>H</u>ujjatul-baalighah adalah hujjah yang kuat. Yakni, Al-Qur'an dan hujjah yang dibawa

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 26.

<sup>2</sup> Mu'jam Lughatul Fuqohaa', Arabıy Englijiy Afransiy , hlm. 153.

<sup>3.</sup> DR. Musthafa Sa'id Al-Khin dan DR. Musthafa Al-Bugha, *Nuzhotul Mutagin Syorh Ryyaodhush-Shoolhun min Kolaami Sayyidil Musoliin* (Al-Iman Al-Hafizh Al-Fakih Abi Zakariya Muhyiddin Muhyi An-Nawawi), juz 2 him 20 Cetakan ke 21. Tahun 1993 M/1414 H, Mu'assasah Ar-Risaalah, Beirut-Libanon.

<sup>4.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no 213 hlm. 58.

<sup>1.</sup> Ibid, catatan kaki no 208 him. 58.

<sup>2.</sup> Ibid, catatan kaki no 190 hlm, 56.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 134.



oleh para nabi, di antaranya Ibrahim a.s., sebagaimana disebut dalam surat Al-Bagarah di atas. Dan kata hujiah berdampingan dengan balighah, dimaksudkan dengan bentuk kasih sayang, yang dengannya diharapkan mukhatab (lawan dialog) dapat memperbaiki pola-pikirnya. Menurut Ar-Raghib adalah suatu perkataan dianggap baligh ketika dalam diri seseorang terkumpul tiga sifat, yakni 1) memiliki kebenaran dari sudut bahasa; 2) mempunyai kesesuaian dengan apa yang dimaksud; dan 3) kata-kata itu sendiri mengandung kebenaran. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa perkataan dianggap baligh ketika perkataan dipahami oleh lawan bicara sesuai yang dimaksudkan oleh pembicara. 13

Para nabi adalah <u>h</u>ujjah, artinya bukti kebenaran bagi kaumnya karena telah mampu mematahkan segala argumen yang dibawa kaumnya. Di antaranya adalah Ibrahim a.s. yang terkenal dengan hujjahnya yang kuat; sebagaimana orang yang mendebat Ibrahim أَلْمُ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ إِلَيْ اللَّهُ الْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَنَمِيتُ قَالَ أَنَا أَخْبِي وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ أَلْمُقُرِب Apakah kamu : فَيُمَتْ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمُ الطَّالِينَ tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 258)

Maka, Haji di dalam ayat tersebut maksudnya ialah silat lidah ketika hujjah dibalas dengan hujjah.2)

## (حجُرٌ) Hijrun

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إِلاّ Firman-Nya, لا يُطْعَمُهَا إِلاّ مَنْ نُشَاءُ بِزَعْمِيهُ Dan mereka mengatakan: "Inilah

binatang ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki" menurut anggapan mereka.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 138)

Keterangan

Hijrun; terlarang dan menjadi pantangan, sebagaimana mereka katakan, ذُبُحُ وَطَعَنُ , yang berarti مَذُبُوحٌ وَمَطَعُونٌ, yakni binatang yang disembelih dan binatang yang dipukul. 13 Adapun <u>Hijran Mahjuuran</u> adalah batas yang menghalangi tercampurnya antara dua laut yang tawar lagi segar dan yang asin lagi pahit.21 Sebagaimana firman-Nya, وَجَعَلَ بَيْتُهُمَا بَرُزْخًا وَجِجُرًا مُحَجُورًا Dan Dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. (Q.S. Al-Furgan [25]: 53)

## (خاجزًا) Haajizan

Dan Dia : وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَعْرَبُن حَاجِزًا ,Firman-Nya menjadikan suatu pemisah antara dua laut. (Q.S. An-Naml [27]: 61)

Keterangan

رحجانً Di dalam *Qamus*, dinyatakan, bahwa ialah segala sesuatu yang menyulitkan anda dalam menyisingkan lengan baju. Sedangkan الْجِجْزَة, ialah الطالعة, atau orang-orang yang menikmati hidupnya di tengah-tengah orang lain dengan menjauhkannya dari kebenaran. Dan bentuk iamaknya, adalah مُنَاحِدُ أَنَّ أَنَّا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا أَنْهُا

Al-Haajuz dalam ayat tersebut ialah pemisah antara dua perkara.4 Dan Haajiziin, berarti yang menghalangi.53 Sebagaimana firman-Nya, فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَلَهُ حَاجِرُينُ Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu. (Q.S. Al-Haggah [69]: 47)

# (حَدِنْتُ) Hadiitsun

اللَّهُ تُزَلُّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِي ,Firman-Nya Allah telah menurunkan : تَفَشَعِرُمنَهُ خِلُودُ الَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبُّهُمْ

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 58.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 20.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 42.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 4; Setiap yang terhalangi adalah hijrun mohjuurun, dan ol-bijr adalah untuk setiap bangunan yang anda dirikan, dan dikatakan pola untuk kuda betina dengan hijrun , dan begitu pula untuk akal pikiran. Dan *al-hijr* juga berarti tempat yang dihuni kaum Tsamud. Lihat, Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 132-133; sedangkan firman-Nya, lidzi hijr. (Q.S. Al-Fajr [89]: 5) maka al-<u>hijr</u> berarti al-'oqlu wa al-mon'u. dikatakan demiklan karena yang dapat mencegah seseorang dan menahannya dari perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan adalah akai pikirannya. Lihat, Al-Kasyyaof, juz 4 hlm 249

<sup>3.</sup> Qamus Al-Muhith, juz 1 hlm. 594.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 5.

<sup>5.</sup> Ibid. iilid 10 juz 29 hlm. 62.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaezhul Qur'an



perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. (Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

Keterangan

Berikut ini pengertian kata hadiits yang tertera di sejumlah ayat:

 Al-Hadiits berarti firman Allah, yakni Al-Qur'an. Misalnya, firman Allah Swt., فَبْنُيَ خَدِيثٍ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 185)

Dan pada ayat tersebut di atas Allah Swt. menyatakan bahwa Al-Qur'an disifati dengan أخسنن العبيث, ialah perkataan terbaik.

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa alhadiits adalah apa yang diceritakan oleh muhaddits (Allah Swt.) dengan cerita yang sebenarnya, demikian dari Az-Zujaj.<sup>2)</sup>

- 2. Firman-Nya, وَمَانَ أَنْكَ خَدِيكَ مُوسَى Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? (Q.S. Thaaha [20]: 9) Maka, Al-<u>H</u>adiits berarti setiap pembicaraan yang sampai kepada manusia dari mendengar atau melalui wahyu, baik dalam kadaan jaga maupun tidur.<sup>3</sup>
- 3. Firman-Nya, كُلُ مَا جَاءَ أَمُهُ رَسُولُهَا كُذَّبُهِهُ فَاتَبْعِنَا بِعَضَهُمْ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 44) pada ayat tersebut Ahaadits adalah bentuk jamak dari uhdutsah, yaitu apa yang dibicarakan karena kagum terhadapnya dan mempermainkannya. Orang Arab telah mengumpulkan beberapa lafaz berdasarkan timbangan afaa'il, seperti abaatil dan aqaathi'. Az-Zamakhsyari mengatakan. Al-Ahaadiits adalah isim jamak dari hadiits, maka dari padanya lahir kata ahaaditsu Rasulullah saw. 4
- 4. Firman-Nya, فَنْرَيْنِ وَمَنْ يُكَذَّبْ يَبْدَا الْعِدِيثِ (Q.S. Al-Qalam [68]: 44) Maka, bi-haadzal hadiits, as-Suday berkata yakni, Al-Qur'an; kedua, maksudnya ialah hari Kiamat.<sup>5</sup>
- 5. Firman-Nya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْخَدِيثِ لِيْضِلُ عَنْ Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang

tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. (Q.S. Luqman [31]: 6)

Makna yang dimaksud dari Lahwul-hadiits ialah wanita-wanita penyanyi dan buku orang-orang 'Ajam (novel) yang memang hal-hal tersebut terjual laris. Sehubungan dengan pengertian ini, Ibnu Mas'ud r.a. telah mengatakan bahwa lahwul-hadiits ini pengertiannya menunjukkan seseorang lakilaki membeli hamba sahaya perempuan yang khusus untuk bernyanyi baginya malam dan siang hari. A. Hasan menjelaskan bahwa lahwal hadiits maksudnya bahwa sebagian ketua-ketua Quraisy mengupah orang-orang membawakan dongengan-dongengan untuk menarik kembali orang-orang yang sudah memeluk Islam ke agama jahiliyah. I

 Firman-Nya, وَأَمُنَا بِيَعْنَهُ رَبِكَ فَخَيْثُ Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (Q.S. Adh-Dhuhaa [93]: 11)

Fa-haddits dalam ayat tersebut maksudnya ialah sebutlah dan bersyukurlah kepada Yang memberi nikmat. <sup>3]</sup> Menurut Al-Kalbi, wa amma bi-ni'mati rabbika fa-<u>h</u>addits, maksudnya sebarkanlah Al-Qur'an dan sampaikanlah risalah. <sup>4]</sup>

# (حَادُّ) <u>H</u>aaddun

Firman-Nya, بَلْتُ خُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 13)

Keterangan

Huduudusy-syai' adalah pinggiran-pinggiran sesuatu yang membuatnya berbeda dengan lainnya. Termasuk ke dalam pengertian kata ini adalah kata مُنْوَدُ النَّارِ, yakni, batasan-batasan rumah (pagar). Kemudian syariat-syariat yang diperintahkan Allah agar diikuti apa yang

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 120.

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Lisoanul 'Aroob, jilid 2 hlm. 120.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 97.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 24.

<sup>5.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun Tafsir al-Maawardi, juz 6 hlm, 72.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 73

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Furgan, catatan kaki no 2970 hlm. 801.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 184.

<sup>4.</sup> At-Tashiil II: Uluumit-Tanziil, juz 2 hlm. 584.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



diperintah dan ditinggalkan apa yang dilarang-Nya dinamakan dengan <u>huduudullaah.</u><sup>1]</sup>

Al-Huduud, bentuk tunggalnya adalah haddun, secara bahasa, berarti penghalang antara dua barang. Kemudian, pengertiannya dipakai untuk hal-hal yang telah disyariatkan Allah untuk para hamba-Nya berupa hukum. Sebab, masalah ini berarti membatasi aktifitas hukum dan tujuannya. Jika seseorang melanggar batasan tersebut, berarti perbuatannya sudah keluar dari batasan kebenaran, dan perbuatan seperti ini dinamakan batil.<sup>2</sup>

### طَديد) <u>H</u>adiidun

Firman-Nya, ثَعْكَشَفْنَا عَنْكَ عِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيُوْمَ خَدِيدٌ. Maka Kami singkapkan dari padamu tutup (yang menutupi) matamu, lalu penglihatanmu pada hari amat tajam. (Q.S. Qaaf [50]: 22)

Keterangan

<u>Hadiidun</u>: Tajam karena sudah tidak ada lagi yang mencegah penglihatan.<sup>3</sup>]

## (حَدَائِقٌ) <u>H</u>adaa'igun

Firman-Nya, وُخَذَائِقَ غُلُيْا: Kebun-kebun yang lebat. (Q.S. 'Abasa [80]: 30)

Keterangan

Di dalam *Qamus*, dinyatakan, bahwa الغينفة, adalah 'taman yang mempunyai pepohonan', dan bentuk jamaknya adalah خدابق. Atau, berarti 'kebun yang terdiri atas pohon kurma'. Atau, bisa juga 'setiap bangunan yang mengelilingi sebuah taman'. Atau, bisa juga 'sebidang tanah yang hanya ditumbuhi pohon kurma'. Dan خبيقة, yakni kebun yang dimiliki oleh Musailamah Al-Kadzdzab, maka ketika ia terbunuh, ia dikuburkan di sisi kebunnya, dan beralih nama dengan <u>hadiiqatul-maut</u>.

# (خَذَرٌ) <u>H</u>adzarun

وَتُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَتُرِيَ فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ Firman-Nya, dan akan Kami teguhkan :وجُنُودَهْمَا مِثِّهُمْ مَا كَانُوا يَخْذَرُونَ kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir`aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. (Q.S. Al-Qashash [28]: 6)

Keterangan

Yahdzaruun dalam ayat tersebut, maksudnya, mereka waspada terhadap lenyapnya kekayaan mereka dan musnahnya mereka melalui seorang anak yang lahir dari Bani Isra'il. <sup>11</sup>

Adapun firman-Nya, ابْنَ عَدَابَ رَبِكَ كَانَ مَعَنُونَ sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti. (Q.S. Al-Israa' [17]: 57) Maka, Mahdzuuraa, dalam ayat tersebut, maksudnya, sesuatu yang ditakuti dan dihindari oleh setiap orang.<sup>2</sup>]

Firman-Nya, نَوْخُنُوا جِنْرُكُمْ dan siap-siagalah kamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 102)

Maka الْحَدُّر, dengan di-sukunkan dzalnya seperti lafaz *al-<u>h</u>adzaru* (الْخَنْرُ) dengan difathahkan dzal-nya, adalah al-ikhtiraazu 'anisysyai' al-mukhiifi, artinya menjaga diri (bersiapsiap) dari sesuatu (bahaya) yang tersembunyi, vakni berhati-hati. Di dalam Lisaanul-'Araab dinyatakan, أَلْجِذُرُ وَالْجِدُرُ , yakni kekhawatiran, ketakutan (al-khiifah), dan orang yang mengkhawatirkan terhadap terjadinya sesuatu lalu ia berusaha menjaga diri dari sebab-sebab kemunculannya. Imam Ar-Razi mengatakan, bahwa al-hidzru wa al-hadzaru, adalah satu makna sebagaimana lafaz al-itsru dan al-atsaru, begitu juga al-mitslu dan al-matsalu. Dikatakan; apabila ia bangkit dan waspada dari أخذ حذرة munculnya ketakutan.31 Hakim berkata kepada anaknya:

> يَا بُئِيَّ اِسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ, وَكُنْ مِنْ جَيَارِهِمْ عَلَى خَذْر

"Wahai anakku, berlindunglah kepada Allah dari kejelekan-kejelekan manusia, dan jadilah sebagai orang yang terbaik dengan penuh kehati-hatian". 41

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 201-202

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 1  $\circ$ 12. 2 hlm. 77; asal ol-hadd lalah sesuatu yang membatasi dan antara dua perkara lalu mencegah dan salah satu yang menyalahnya (mad yuhzija bihi baino syoi-oini fa-vomna'u ikhtiloathihimo). Lihat, Subulus-Soloam, juz 4 Kitadbul-haduud.

<sup>3</sup> Ibid jilid 9 juz 26 hlm 159.

<sup>4.</sup> Qamus Al-Muhith, juz 1 hlm. 604.

<sup>5.</sup> Ibid; lihat juga, Mu'jam Mufradot Alfaoahzil Qur'an, hlm. 109

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 31.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm, 62.

<sup>3.</sup> Multoorush-Shihhaah, him. 127, maddah; ,;;-; lihat, Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 him. 508-509).

<sup>4</sup> Syair di atas dikutip dari Al-Bakooghotul-Woodhihah (terjemah), disusun oleh Ali Al-Jarum dan Musthafa Amın, Cetakan Pertama: 1993, Sinar Baru Algesendo, Bandung, hlm. 255.





Firman-Nya, نَوْنَ لَجَمِيعٌ خَابُرُونَ dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga". (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 56)

Haadziruun dalam ayat tersebut, maksudnya, telah menjadi kebiasaan kita selalu berjagajaga dan siap-siaga dalam segala perkara. <sup>1</sup>

## (الْحَرُثُ) Al-<u>H</u>arbu

Firman-Nya, غَانِتُ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَتُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279)

#### Keterangan

Bi-<u>h</u>arbin minallaah dalam ayat tersebut maksudnya ialah mendapat kemurkaan dari Allah. Bi-harbin minar-rasuulihi: mendapat murka rasul-Nya.<sup>21</sup>

## (حَرْثٌ) <u>H</u>artsun

Al-Hartsu artinya "tanaman", atau kata al-<u>hartsu</u> dimaksudkan juga dengan makna majaz, ʻalat kelamin perempuan (istri)'. Misalnya, نَسْاؤُكُمْ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 223) خَرْتٌ لَكُمْ فَأَنْوَا خَرِنَّكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ Yakni menyerupakan perempuan dengan sawah ladang (az-zar'u) sebagai tempat menaruh benih. dan al-<u>h</u>artsu juga berarti "kemakmuran hidup" من كان يربد حرث الاخرة نزد له في ,al-'Imaarah). Misalnya) حرثه و من كان يربد حرث الدنيا نوته منها وما له في الأخرة من نصيب (Q.S. Asy-Syura [42]: 20) Dikatakan demikian karena sambung menyambungnya kehidupan seseorang adalah mengonsumsi tanaman dan bercampur dengan istrinya, yakni memakannya serta menikmatinya. Ar-Raghib menjelaskan bahwa Al-hartsu adalah melemparkan benih di bumi yang siap untuk tumbuh. Untuk sesuatu yang ditanam (mahruuts) disebut hartsan.33

## (حَرَجٌ) <u>H</u>arajun

لَيْمَنَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْخَصِّحُمُ أَنْ تَأَكُفُوا مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ لِيُوتِ عَلَى النَّفْسِكُمْ أَنْ تَأَكُفُوا مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ لِيُوتِ اللّهِ Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan

(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu. (Q.S. An-Nuur [24]: 61)

#### Keterangan

Al-Haraaj; secara bahasa diartikan kesempitan, sedangkan dalam istilah agama ialah dosa.<sup>11</sup> Al-<u>H</u>araaju artinya sangat sempit, berasal dari kata الْعَرِجَة, yang artinya pepohonan yang banyak dan saling tumpang tindih, sehingga sulit ditembus. Dalam suatu riwayat dinyatakan, bahwa 'Umar bin Al-Khatthab pernah bertanya kepada seorang Arab badui dari Bani Mudlij mengenai arti al-harajah. Maka, kata seorang badui, itu adalah sebuah pohon yang berada di tengah-tengah pepohonan lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh seorang pengembala atau seekor binatang liar. Maka 'Umar pun berkata, "Demikian pula hati orang munafik, ia tidak bisa ditembus oleh suatu kebaikan pun".23

## (خَرْدٌ) <u>H</u>ardun

Firman-Nya, وغَنُوا عَلَى خَرِهِ قَادِرِينَ ...dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). (Q.S. Al-Qalam [68]: 25)

#### Keterangan

Al-<u>H</u>ardu adalah al-qashdu (sengaja). <u>H</u>arada-yahridu (dengan dikasrahkan lam fi'il-nya) <u>h</u>ardan yang berarti qashdan. Anda mengatakan: خزدك خزدك, yakni qashadtu qashdaka. Menurut Qatadah dan Mujahid, 'alaa <u>h</u>ardin(atas kesungguhan, didasarkan atas kesungguh-sungguhan). <sup>N</sup>

## <u>H</u>arran (حَرِيْرٌ) <u>H</u>arifrun (مَحَرَّرُرُ) ~ (مُحَرَّرُاً) Mu<u>h</u>arraran (مُحَرَّراً)

Firman-Nya, زَبِ إِنِي نَدُرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعِرَّرًا Ya Tuhanku, aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 35)

<sup>3</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 18 hlm. 158.



<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 64.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 54.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhul Qur'an, him. 111

<sup>1.</sup> tbid, plid 6 juz 18 hlm 134.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 3 juz 8 hlm. 21-22; lihat juga, Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'on, hlm. 131, lbnu Manzhur menjelaskan bahwa al-horaj dan al-huraj adalah al-itsmu (dosa). Az-Zujaj mengatakan al-horaj menurut lughat adalah sangat sempit (Adhyoqudh-dhayyiq). Lihat, tisaanut 'Arab, jilid 2 hlm. 234 moddah 1,50

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Al-Muharrara: yang dikhususkan hanya untuk beribadah dan membaktikan dirinya untuk Nya, tanpa menyibukkan dirinya untuk keperluan lain.<sup>13</sup> Dan, Al-<u>H</u>uruur: Jatuh dengan tidak teratur.<sup>23</sup> (Q.S. Al-Furqaan [25]: 73)

Adapun firman-Nya, وَأَنَّا مِنَّا النَّسَلِيمُونُ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang taat, maka mereka itu benarbenar telah memilih jalan yang lurus. (Q.S. Al-Jin [72]: 14)

Maka Taharru Rasyadan dalam ayat tersebut maksudnya ialah mereka menempuh jalan yang benar.<sup>3]</sup> Dan itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Muslim.

## (الْحَرُورُ) Al-Hurur

Firman-Nya, وَلاَ الطِّلُ ولاَ الْعَرُورِ: dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas. (Q.S. Fathir [35]: 21)

Keterangan

Al-<u>H</u>urur bin-nahaari ma'asy-syamsi (panas di siang hari yang disertai sinar matahari). 4

### (خَرَشًا) <u>H</u>arasan

Firman-Nya, وَأَنَّا لَمَنَا السَّمَاءُ فَوَجَدُنَاهَا مَلِيْدًا وَشَهُيًا dan sesungguhnya kami telah sencoba mengetahui rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. (Q.S. Al-Jin [72]: 8)

#### Keterangan

Al-Ḥaras dan Al-Ḥurras mufradnya adalah haaris, yaitu penjaga. <sup>51</sup> Dan harasahu, berarti hafizhahu (menjaganya) bab-nya adalah kataba, dan (نخرتن) مِنْ قُلانِ و(أخرَس) مِنْ أَسَان) maknanya adalah menjaga diri dari (waspada, hati-hati). <sup>61</sup>

### (حَرَصَ) <u>H</u>arasha

Firman-Nya, وَئَنْ تَسْتَطِيفُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اللِّسَاءِ وَلَوْ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat خَرَصَنْتُمْ berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. (Q.S. An-Nisa' [4]: 129)

#### Keterangan

طلبَ شي باجتهادِ في إصابته ialah أَخْرَصَ Al-Ḥarshu menuntut sesuatu dengan sungguh-sungguh mendapatkannya. Demikian menurut Al-Jurjani. أ

Sedang firman-Nya, أَخْرَضُ النَّاسِ عَلَى حَبَاةٍ. Seloba-loba manusia kepada kehidupan manusia. Arti selengkapnya: Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, seloba-loba manusia kepada kehidupan duia (di dunia), bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 96)

## (حرض) <u>H</u>arradha

Firman-Nya, فَالُوا نَاللَهِ نَفْنَا تَذْكُرْ يُوسَفَ حَقَّى تَكُونَ Mereka berkata: "Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidap penyakit yang berat.... (Q.S. Yusuf [12]: 85)

#### Keterangan

الكان Al-Yazidi menjelaskan bahwa خزضا maknanya fasadan (kerusakan), dan al-hardhu adalah penyakit yang tidak mengandung kebaikan dan yang tidak bisa disembuhkan. Sedang dalam penafsirannya, kata haradhan bukanlah al-mautu (kematian).<sup>2</sup>]

At-Taḥriidh ialah mendorong dan menganjurkan untuk melakukan sesuatu. <sup>3]</sup> Seperti firman-Nya, يَاأَيُهَا النَّهِيُّ حَرِّضِ النَّوْمِينَ عَلَى الْقِبْتانِ (Q.S. Al-Anfaal [8]: 65)

Al-<u>H</u>ardhu pada asalnya kerusakan yang menimpa tubuh, akal baik berupa kesedihan, kesempitan. Demikianlah yang diceritakan

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 1 joz 3 hlm. 142.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 35.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jihd 10 juz 29 hlm. 98.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Rukhari, jilid 3 hlm. 184.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Moraghi, plid 10 juz 29 hlm. 98.

<sup>6.</sup> Lihat, Muḥtaarush Shi<u>hh</u>aah, hlm. 130, maddah, زورس Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa al-harsu adalah isim mufrad yang bermakna jamak yakni al-**harroa**s (benar-benar-bersikap waspada, hngkat kehati-hatian yang tinggi) seperti kata al-<u>hadam</u> bermakna al-<u>hadaban</u> oleh karenanya ra disifati dengan kuat. Lihat, Al-Kasyyoof, juz 4 him.168.

<sup>1.</sup> Kitab At-Toʻrifaat, hlm. 86.

Di dalam catatan kaki kitab ini dinyatakan, bahwa al-haridh adalah mendekati kematian, demiklanlah kata Az-Zujaj, Lihat Ibnul Yazidi, Ghoriibul-Qur'an wa Tofsiruhu hlm. 86; tihot juga, Tafsir Al-Moroghi, jilid 5 iuz 13 hlm. 29.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 29.

# •

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



oleh Abu Ubaidah dan lainnya. <sup>1</sup> Yakni, sebuah kata yang membicarakan tentang *semangat* peperangan, dan tertera pula di dalam firman-Nya, وَحَرِضِ اللَّوْمِينِ dan kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang). (Q.S. An-Nisa' [4]: 83}

## (حرف) Harrafa

Firman-Nya, يُعَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Mereka (orang-orang Yahudi) mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. (Q.5. An-Nisa' [4]: 46)

Keterangan

Dikatakan: عَنْ الشَّيْ بِعَرْفِ حَرْفًا وَ اِنْعَرْفُ وَ Al-Azhari بَعْرُفُ وَاخْرُوْنَ (curang). Dan Al-Azhari بَعْرُفُ وَاخْرُوْنَ mengatakan bahwa apabila manusia menghindar (أَنْ يَعْرُفُ وَانْخَرُفُ وَاخْرُوْنَكُ Āri sesuatu maka dikatakan أَنْ يَعْرُفُ وَانْخَرُفُ وَاخْرُوْنَكُ

Sedangkan firman-Nya, بَنْفَبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ Menyembah Allah dengan berada di tepi. Arti selengkapnya, berbunyi: Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memeroleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaiklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (Q.S. Al-Hajj [22]: 11)

Maka, غلانٌ على خزف artinya berada di tepi.
Dikatakan: غلانٌ على خزف بهن أَمْرِه. Yakni, satu sisi yang disukai dan masih ada kecondongan kepada yang lainnya. Ibnu Saidah mengatakan bahwa apabila ia melihat sesuatu yang menarik hatinya ia mengambil bagian darinya. Menurut Az-Zujaj adalah 'alaa harfin adalah atas keraguan ('ala syakkin). Dan hakikatnya bahwa ia menyembah Allah dengan cara yang ditentukan oleh agama yang iatidak mau masuk di dalamnya secara bulat, meyakinkan. Maka jika mendapatkan kebaikan maka ia tentram, dan jika mendapatkan cobaan (fitnah) maka ia menggerutu dan ia kembali ke agama yang dipeluk sebelumnya. <sup>31</sup>

وَمَنَ يُوَلِّمِهُ يَوْمَنِذِ ذُبْرَهُ إِلاَ مُتَحَرِّفًا Firman-Nya, وَمَنَ يُوَلِّمِهُ يَوْمَنِذِ ذُبْرَهُ إِلاَ مُتَحَرِّفًا barangsiapa yang membelakangi mereka

(mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang. (Q.S. Al-Anfal [8]: 16)

Al-Mutaharriifu lil-qitaali wa ghairihi berasal dari kata al-<u>h</u>arf, "ujung". Sedang maksudnya ialah berbelok dari satu sisi ke sisi yang lain.<sup>1</sup>

## (حَرَق) <u>H</u>arraqa

Firman-Nya, بِعُصَارُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتُرْفَتْ Angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 266)

Keterangan

api yang)أَخْرَقَ كَذَا فَاخْتَرَقَ وَالْخَرِيقُ النَّالِ ,Dikatakan). Dan خَرَقُ الشَّيِّةِ berarti meletakkan ، خَرَقُ الشَّيِّةِ hawa panas pada sesuatu tanpa adanya lidah api seperti terbakarnya pakaian dengan lembut. <sup>2)</sup>

### (خَرِّكُ) <u>H</u>arraka

Firman-Nya, لاَتُعَرِكُ بِهِ لِمَمَالِكَ لِتَعْجِلُ بِهِ لِمَالِكَ لِتَعْجِلُ بِهِ لِمَالِكَ لِتَعْجِلُ بِهِ Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai) nya. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 16)

Keterangan

Al-Ḥarakah adalah lawan dari as-sukuun (diam). Dan tak akan terjadi selain terhadap anggota tubuh yakni gerak anggota tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan terkadang dikatakan نَعْرِكُ كَذَا, apabila memungkinkan dan apabila bertambah bagian-bagiannya dan apabila berkurang bagian-bagiannya.

## (حَرُّمَ) <u>H</u>arrama

Kata haram adalah istilah syara'. Di dalam sebuah riwayat istilah <u>h</u>aram didefinisikan:

أَلْحَلَالُ مَا أَحَلُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَ الْحَرَامُ مَا حَرَّمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ (رواه الترميذي) كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوْمِمًّا عَفَى عَنْهُ (رواه الترميذي) "Sesuatu yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya. Dan sesuatu yang haram adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya.

<sup>1.</sup> Asy-Syaukani, Fothul Qodiir Cet Ke-3 Daar Al-Fikr (1973M/1393H),

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 9 hlm. 43 maddah 🖃 🛫

ع رف 3. Ibid, jilid 9 hlm. 41 maddah

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 3 juz 9 hlm. 178.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhii Qur'an, hlm. 113.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 113; ats-Tsa'alabi menjelaskan tentang seputar jenisjenis gerak(at-horakah), antara lain: بنا (gerakan api, gejolak), نن (gerakan angin, kisaran), ii (gerakan air, ombak), iii) (gerakan bumi, gempa), Lihat, Tsa'alabi, Fiqhul Lughah Wa Sirrul 'Arabiyyoh, Qitsmul-Awval, hlm. 192; untuk memperoleh pengertian lafaz-lafaz tersebut, bara buku ini.



Sedang apa-apa yang didiamkan maka hal itu sesuatu yang dimaafkan". <sup>11</sup>

Didalamkitab-kitab fikih dapat diketemukan tentang halal dan haram, yang secara umum terdapat dua tempat: a) dalam lapangan adat; dan b) di dalam lapangan ibadah. Di dalam lapangan adat, kaidah fiqih menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْعَادَةِ لِلْإِبَاحَةِ الأَمَا ذَلُّ ذَلِيْلٌ عَلَى تَعْرِيْمِهِ "Asal sesuatudi dalamurusanadat kebiasaan menunjukkan kebolehannya(halal) kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Sedang di dalam lapangan ibadah, dinyatakan:

> الأُصْلُ فِي اَلْعِبَادَةِ لِتَّحْرِيْمِ "Asal di dalam ibadah menunjukkan" keharamannya"

Sejumlah ayat berikut ini yang menggunakan kata <u>harram</u>, <u>h</u>urrima, yang menunjukkan hukum haramnya sesuatu, antara lain:

- 1) Haramnya bangkai, darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang terlempar, yang tercekik yang tidak sempat disembelih; dan sembelihan untuk berhala, mengundi nasib, sebagairnana dijelaskan dalam Surat al-Maidah: مُرَيّفُ مُنْ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الْمُنْ الله عَمْولُ رُحِيمُ الله (Q.S. Al-Maidah [5]: 3) (Q.S. Al-An'am [6]: 145)
- 2) Tentang orang-orang yang haram dinikahi. Antara lain: a) ibu-ibu kamu (مُنْهَانُكُمْ); b) anakanak perempuan kamu (مُنْهَانُكُمْ); c) saudarasaudara perempuan kamu (مُنْهُكُمْ); d) saudarasaudara perempuan bapakmu (مَنْنُكُمْ); e) saudara-saudara perempuan ibumu (مُنْنُكُمْ); f) anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu (مُنْتُنَانُّكُمْ); g) anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu (مِنْتُ الْأَفْتِ); h) ibu-ibumu yang

3) Haramnya perbuatan dan i'tiqad yang batil di antaranya perbuatan fakhsya' sebagaimana bunyi ayat, إِنَّمَا حَرْمَ رَتِيَ الْفَوَاحِشْ: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji. Maka di antara perbuatan fakhsya' sebagai perbuatan haram antara lain: a, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar; b, mempersekutukan Allah; c, mengada-adakan terhadap Allah tanpa dasar pengetahuan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 32); d. homoseksual, seperti yang dilakukan oleh kaum Luth a.s., sebagai kekejian yang tidak pernah dilakukan kaum sebelumnya. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 28); begitu juga kategori fahsyaa' adalah tawaf di jaman jahiliyah: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَهَا ءَايَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهَ لِأَ Q.S. Al-A'raaf) يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتُقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعَلَّمُونَ [7]: 28)

Terhadapayat tersebut (surat Al-A'raf) Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-faakhisyah, "Peribadatan yang menyimpang" pada ayat tersebut adalah tawaf yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dalam keadaan telanjang, sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Mereka mengatakan (berdalih), "kami tidak berthawaf pada rumah Allah dalam pakaian yang kami gunakan untuk bermaksiat kepada-Nya."

Selanjutnya, at-tahriim (tasrifnya, harrama-yuharrimu), "pencegahan". Ia bisa berupa pencegahan sebagai suatu pembebanan (tahrim takliif). Yaitu seperti diharamkannya segala yang keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, atau bisa juga berarti pengharaman secara paksa

<sup>1.</sup> At-Tirmidzi, Abi 'isa Muhammad bin 'isa bin Saurah, Sunan At-Tirmidzi, Tahqiq: Shidqi Jamil Al-'Aththaar, Kitob: Af-Libaus, Bub: Libuasul Fino', juz 3 hadis no. 1732, hlm. 280, tahun 2001 M.1421 H. Daar Al-Fikr, Beirut-Libanon; Ibnu Majph, Al-Hafidz Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, Tahqiq: Shidqi Jamil Al-'Aththaar, Kitob: Al-Ath'imah, Bob: Akiul Jubni wa As-Saman, juz 2 hadis no. 3367, hlm. 209, tahun 1995 M/.1415 H. Daar Al-Fikr, Beirut-Libanon.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 128.

# ~**•**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(ta<u>h</u>rim qahrin), seperti dicegahnya surga dengan segala isinya terhadap orang-orang kafir.<sup>1]</sup>

Di antara yang banyak beroperasi seputar haram adalah uslub nahiy yang menunjukkan larangan secara mutlak dengan sighat la taf'al, misalnya wala tagrabaa haadzihisy syajarah, "janganlah kamu berdua mendekati pohon ini" (O.S. Al-Bagarah [2]; 35). (baca garaba). Secara lofzhiyah menggunakan harrama, nahay, atau dengan dilalah yang menunjukkan ancaman misalnya wailun, makruuhan, lu'ina. Atau dengan menggunakan ungkapan yang lain misalnya wan-naaru matsa walum, "tempat menetap mereka adalah api yang menyala, neraka." (Q.S. Muhammad [47]: 12) sebagai vonis mereka yang disiebutkan sifat dan perilaku tercelanya. Dan begitulah seterusnya yang secara keseluruhan menunjukkan arti larangan.21 Baca Lu'ina, Matsway.

Kemudian tarangan mengharamkan halhal yang halal (ath-thayyibaat) dinyatakan: النَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Sedangkan مُعَرِّمَةُ berarti "diharamkan". Seperti firman-Nya, قَالَ فَإِنَّا مُعَرِّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةً Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan bagi mereka selama empat puluh tahun.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 26)

# (خُرُمٌ) Hurum

Firman-Nya, بَالَهُمَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 95)

#### Keterangan

Al-<u>H</u>urum adalah kata jamak dari <u>h</u>araamun, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maka dikatakan, هُوَ رَجُلُ خَوَامٌ وَ إِمْرَاةً , yakni wanita yang dalam ihram, baik dalam ibadah haji maupun umrah. الم

Al-<u>H</u>uruum adalah bulan-bulan ketika Allah mengharamkan memerangi mereka dalam suasana pemakluman dan penyampaian pemutusan hubungan, tertera dalam firman-Nya, فَسِيعُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبُعَهُ أَشْهُر (maka berjalanlah kalian (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan".(Q.5. At-Taubah [9]: 2)<sup>2]</sup>

Sedangkan firman-Nya, ذَلِكَ وَمَنَ يُعَظِّمُ خُرْمَاتِ Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. (Q.S. Al-Hajj [22]: 30)

Al-Hurumaat dalam ayat tersebut maksudnya ialah kewajiban-kewajiban agama, seperti manasik haji dan sebagainya. Mengagungkan kewajiban itu berarti mengetahui kewajibannya dan mengamalkannya. <sup>3</sup> Dan, Al-Hurumaat, bentuk tunggalnya adalah hurmatun (خرنه), artinya sesuatu yang harus dihormati dan dilestarikan. <sup>4</sup> Baca Sya'aa-irillaah.

## (حَزَبَ) <u>H</u>izbun

Firman-Nya, كَفُرُوا مِنْ بَيْهِمْ فَوْيُلْ لِلْبَدِينَ Akka berselisihlah golongangolongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. (Q.S. Maryam [19]: 37)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa جَجْبَ ialah kata dalam bentuk mufrad, sedang jamaknya ialah Ahzoobun (أخَوَابُ). Dan الْأَخْوَابُ). Dan نَاتُخُوابُا Dan عَلَيْكُ adalah orang-orang yang berhimpun untuk menyakiti Nabi Muhammad saw. memporak-porandakan kekuatannya dan menghancurkan agamanya. 51

Sedang kata *Al-Ahzaab* yang tertera pada ayat tersebut di atas ialah golongan Nasrani, yang kesemuanya berjumlah tiga.<sup>6</sup>]

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 164.

Untuk pembahasan secara detail berkaiatan dengan kaidah perintah dan larangan, lihat DR. Yusuf Al-Qardawi, Al-Holdt wa Al-Horom (Hold don Horom), edisi Indonesia (Drs. Abu Sa'id Al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid Lc.), Cetakan Pertama, September 2000M/Jurnadil Akhir 1421 H, Robbani Press-Jakarta, hlm. 17-30.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 30.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 him. 57.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 108.

<sup>4.</sup> tbid. iilid 1 iuz 2 hlm. 91

<sup>5.</sup> *tbid*, jitid 8 juz 24 hlm. 66; lihat *Mu<u>h</u>toorush-Shi<u>hh</u>aah*, hlm. **133** maddah; 45;.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. S0.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (حَزَنَ) <u>H</u>azana

Firman-Nya, قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لَيْحَرُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Sesungguhnya, Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu *menyedihkan hatimu*.... (Q.S. Al-An'am [6]: 33)

Keterangan

Al-Huznu: seperti ar-rusydu dan ar-rasyad, as-suqmu dan as-saqam, yakni duka cita yang terjadi karena malapetaka. <sup>1</sup>

Dikatakan bahwa انفزن ialah penderitaan yang menimpa jiwa bukan karena raibnya sesuatu yang dicintai; atau tidak tercapainya sesuatu yang disukai; atau terjadinya sesuatu yang tidak disukai dan tidak ada jalan untuk mengatasinya selain dengan menghibur diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khausar:

وَلُوْ لَا أَكُنُّرَتِ الْبِاكِيْنُ حَوْلَى

عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَفَتَلْتُ نَفْسِي

وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ

أَسْلَى الْتَقْمِنَ عَنْهُ مَا الْتَاءَسِ

"Andaikata di sekelilingku tidak terjadi dengan yang mengerti saudaranya, tentulah aku sudah membunuh diriku, tidaklah mereka itu seperti saudaranya, tetapi aku lupa menghibur dirinya karena akibat kesedihan itu.<sup>2</sup>)

Firman-Nya, فَالَقَطَهُ مَالُ فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَيْمُ عَنُواْ وَحَرَّنَا وَخَلْيِنَ Maka dipungutlah إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَامَانَ وَجَنْوَدَهُمَا كَانُوا خَاطِينِنَ Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir`aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. <sup>3]</sup> Sesungguhnya Fir`aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (Q.S. Al-Qashash [28]: 8)

Maka, Li-yakuuna lahum 'aduwwan wa hazanan (yang akibatnya menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka). Gaya bahasa ayat tersebut seperti perkataan anda kepada orang lain ketika anda menyindir atas perbuatan yang dilakukannya, dia gembira bahwa dia telah berbuat baik, padahal dengannya ia menerima malapetaka, "kamu melakukan hal ini hanya untuk kemudaratan dirimu." Dalam tradisi perkataan orang-orang Arab, bahwa mereka

menyebutnya keadaan sekarang dengan akibat yang akan datang. Penyair mereka mengatakan:

وَلِلْمَنَايَا تُرَبِّي كُلُّ مُرْضِعَةٍ

وَدُوْرُنَا لِخَرَابِ الْدَهْرِ نَلْنِيْهَا

"Setiap orang yang menyukai memelihara bayinya hanya untuk kematian, dan kita membangun rumah hanya untuk kehancuran masa".

Sedangkan penyair yang lain mengatakan; فَللْمَوْتِ تَغْثُوااْلُوَالْدَاتُ سِخَالَهَا

كَمَا لِخَرَابِ أَلْدُهُرِ تُبْنِي الْلَسَاكِنُ

"Induk binatang memberi makan anakanak hanya untuk kematian, sebagaimana tempat-tempat tinggal dibangun hanya untuk kehancuran".<sup>1]</sup>

### <u>H</u>asiba (حَسبَ)

Firman-Nya, افْرَأُ كِتَابِكَ كُفَى بِنَفْسِكَ الْبُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu." (Q.S. Al-Isra' [17]: 14)

Keterangan

Dikatakan bahwa خبيب sama dengan جاسب yaitu menghitung amal seseorang, yang baik ataupun yang buruk. Sedang جسب (dengan dikasrahkan sin-nya) dengan tasrifnya: al-hisab, husbanan, husbanun minas-samaa' yang berarti muramun (keinginan, maksud, kehendak).

Di beberapa tempat kata hasiba dimuat, berikut perubahan bentuk katanya, di antaranya: 1) Firman-Nya, وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا مَا عُرِلاً بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنْمًا Barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 117)

Hisaaban (جِسَاباً) dalam ayat tersebut artinya yang cukup memuaskan. Dikatakan, أغطاني فَلانٌ حَقَ أَحْسَبَنِي , yang artinya : Si fulan telah memberikan sebuah hadiah yang memuaskan diriku. Atau sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

"Tatkala aku sampai kepadanya, ia memelukku dengan hangat dan menghormatiku

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 36.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 108.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 38.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 38.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 21.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dengan baik dan ia menyertakan sebuah hadiah yang cukup memuaskan diriku". 1

2) Firman-Nya, مُمْ خَسِبُتْ أَنْ أَصْحُابَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 9)

Maka <u>h</u>asibta, artinya "bahkan apakah kamu mengira...." Pada zahir firman ini ditujukan kepada Nabi saw., sedang maksudnya ialah ditujukan juga kepada yang lain.<sup>2</sup>]

آل Fin: an-Nya, لا يَرْجُونَ جِسَاتِا (Q.S. An-Naba' [78]: 27) Maka, <u>Hisaaban</u> maksudnya ialah akan diperhitungkan amal mereka atau diberi pahala sebagai imbalan atas kebaikan amal mereka.<sup>3</sup>

Kata أنَّ الْجَسَانُ dan أنَّ الْجَسَانِ ji, juga dimaksudkan dengan penggunaan bilangan dalam benda dan waktu. Misalnya, التَّعْلَيْنُ وَ الْجِسَابِ agar kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungannya. (Q.S. Yunus [11]: 5), begitu juga firman-Nya, الشَّمْنِ وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانِ Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (Q.S. Ar-Rahmaan [55]:...)

Kata al-husbaan adalah kata masdar yang di dalamnya terdapat tambahan (az-ziyaadah) berupa alif dan nun sebagaimana yang kerap terdapat di beberapa lafaz, misalnya , مُغْنَان Sedangkan makna bi-husbaan ialah dengan menghitung dan menentukan dari yang Mahaperkasa dan Maha Mengetahui, yang demikian itu merupakan ayat-ayat Allah dan mengandung berbagai kenikmatan bagi anak Adam sehingga mereka dapat mengetahui hitungan bulan, tahun

dan hari-hari. Dan dengannya juga diharapkan dapat mengetahui bulan Ramadhan, bulan-bulan Haji dan hari Jum'ah. Dan manfaat lainnya ialah dapat menghitung datang bulan (haid) bagi perempuan.<sup>1</sup>

Hasiibun (خسِيْبٌ) ialah salah satu di antara asma Allah yang mencakup Kaafun (Yang Maha Sempurna), 'Alimun (Yang Maha Mengetahui), Qaadirun (Yang Mahakuasa), dan Muhaasibun (Yang Mahadetail hitungannya).2 Di antaranya, Dan cukuplah Allah sebagai :وَكُفَى بِا اللهِ حَسِنَبًا Pembuat perhitungan. Yakni balasan terhadap orang-orang yang menyampaikan Tuhannya, dan tidak takut kepada selain-Nya. Arti selengkapnya berbunyi: (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat perhitungan. (Q.S. Al-Ahzaab [33]; 39)

## (حَسَدٌ) <u>H</u>asadun

Firman-Nya, نِن نَحْسُدُونَنا: Sebenarnya kamu dengki kepada kami. (Q.S. Al-Fath [48]: 15)

Keterangan

Al-Haasid adalah orang yang berharap agar kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang dari tangannya. Al-Hasad adalah anda beranganangan agar kenikmatan itu berpindah kepadamu. Al-Ahfasy berkata: dan sebagian mereka mengatakan پَخْسِدُهُ (dengan dikasrahkan) hasadan (ditanwinkan) dan, نَحْسَدُهُ الشَّيْنَ وَحَسَدَهُ الشَّيْنَ وَحَسَدَهُ الشَّيْنَ وَحَسَدَهُ الشَّيْنَ وَحَسَدَهُ الشَّيْنَ وَحَسَدَهُ الشَّيْنَ وَحَسَدَهُ الشَّيْنَ وَمَسْدَهُ المُعْمَدِينَ المُقَوْمَ وَهُوْمٌ, maknanya adalah sama dan معمل المعملة (أنتخاسنة) (kaum yang saling mendengki) dan hasadatun seperti halnya kata haamil dan hamalah.

# (حَسِيْراً) <u>H</u>asiiran

Firman-Nya, وَلاَ نَجْعَلُ يَدُكُ مِثْلُولُهُ إِلَى عَنْبِكَ وَلاَ نَبْسُطُهُ than janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena

ع بن د , Mu<u>h</u>taarush Shi<u>hh</u>aah, hlm. 135, maddah



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 16.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 121.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 11

<sup>4.</sup> Al-Itqaan fi 'Uluumii Qur'an, juz 2 hlm. 132.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 96.

<sup>1.</sup> Asy-Syanqithiy, Muhammad Al-Amiin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakaaniy, Adhwa-ul-Bayaon fii Idhoahil-Qur'an bil-Qur'an, Al-'Aalimul-Kutub, Beirut (t.t), juz 7 hlm. 736.

<sup>2.</sup> Kitab At-Tashil, juz 1 hlm. 18.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghı, jilid 10 juz 30 hlm. 267.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (Q.S. Al-Isra' [17]: 29)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Mahsuuran, adalah orang yang tidak bisa lagi berjalan karena kepayahan dan keberatan. الخشرة), menurut Ar-Raghib, ialah "kesedihan atas sesuatu yang telah berlalu. Seolah-olah, orang yang sedih ikut tergerogoti oleh kuatnya keletihan yang teramat sangat". <sup>2</sup>J

Adapun firman-Nya, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ وَلِهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ مِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَغْسِرُونَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21] 19) Maka, Yastahsiruun dalam ayat tersebut ialah merasa payah dan letih. Dikatakan, خَسِرَ unta jantan/betina payah dan letih. Istahsara semakna dengan tahassara. <sup>31</sup>

Sedangkan firman-Nya, يَاحَسُرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِهِمْ (Q.S. Yasin [36]: 30) Maka, Yaa hasratan 'alal 'ibaad maksudnya kesedihan bagi mereka adalah memperolok-olok para rasul. ال

### (حَسَّ) <u>H</u>assa

Firman-Nya, إِنْ اللّهِ الْكُفْرُقَالُ مَنْ أَنْصَارِي Adka tatkala Isa mengetahui keingkaran dari mereka (Bani Isra'il), berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? (Ali 'Imran [3]: 52)

#### Keterangan

Di dalam *Tafsir Al-Kasyyaf* dijelaskan bahwa makna a<u>h</u>assa, artinya mengetahui sesuatu dengan pasti (tidak ada keraguan) di dalamnya, seperti halnya mengetahui sesuatu dengan panca indera. <sup>51</sup> Dan *Al-Ihsaasu* adalah mengetahui dengan perasaan. Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, قَلْمُنَا أَمْسُوا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ بِنَهَا يَرْكُمُونَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 12)<sup>61</sup>

يَانِيُّ اذْهَبُوا فَتَعَمَّسُوا مِنْ يُوسُفَ . Firman-Nya, يَانِيُّ اذْهَبُوا فَتَعَمَّسُوا مِنْ رَوْح اللَّهِ Hai anak-anakku, pergilah :وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْنَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Q.S. Yusuf [12]: 87)

Maka, *Tahassasuu* bararti cari tahulah tentang Yusuf dengan indera kalian, seperti pendengaran dan penglihatan.<sup>1]</sup>

Adapun firman-Nya, وَلَقَدُ مَنَدَقُكُمُ اللَّهُ وَعَنَهُ Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 152)

di dalam ayat tersebut تَحْسَوُنيهُ Maka maksudnya ialah "memberantas mereka dengan cara membunuh dan membasmi mereka sampai ke akar-akarnya". Terambil dari perkataan mereka, جَرَدُ مَعَسُوْسٌ, yang artinya belalang yang musnah, yakni bila ia terbunuh oleh dinginnya udara. Sedangkan منتهٔ خشون adalah tahun paceklik, maksudnya, apabila tahun itu menghabiskan segala-galanya. Jadi, seolah-olah pembunuh telah mematikan inderanya dengan cara membunuhnya. Sebagaimana dikatakan, bathaanahu, apabila ia mengenai perutnya, bila ia mengenai dan perkataan, warasahu, kepalanya.23

Dan الْعَسِيْسُ adalah bunyi gerak api neraka. الْعَسَيْسُ Sebagaimana firman-Nya, لاَ يَشْتَعُونُ حَسِيسَهَا وَمُمْ فِي mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 102)

# (حُسُوْماً) <u>H</u>usuuman

Firman-Nya, مَنْغُرَهَا عَلَيْهِمْ مَنْبَعَ لَيَالٍ وَتُعَانِيَةً أَيَّامٍ Allah menimpakan angin kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terusmenerus. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 7)

## Keterangan

Asy-Syaukanimenjelaskan di dalam tafsirnya bahwa *al-husuum* adalah *at-tataabu*' (mengikuti). Maka apabila mengiringi sesuatu dan tidak putusputus disebut dengan *al-<u>h</u>usuum*.<sup>4</sup>

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa <u>H</u>usuuman dengan terus-menerus dan satu dari

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juž 15 hfm. 31.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 117.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 14.

<sup>4.</sup> Lihat, Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 184.

<sup>5</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 166; lihat juga, *Mu'jom Mufradot Alfaazhii Qur'an*, hlm. 115.

A. Ibid., jilid 6 juz 17 hlm. 11; Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Ahassu dalam ayat tersebut lalah tawagga buhu dan ahsastu. Sedang, ol-hissu, al-jarsu, dan al-himsu artinya sama yakni, suara perlahan (ash-shautul-khofiy). Lihat, Shahih Al-Bukhari, pilid 3 hlm. 164.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm.29.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm 98.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 72.

<sup>4.</sup> Imam Asy-Syaukani, Fathul Qadiir jilid 5 hlm 280.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

n Firman-Nya, غَنْهُ مِثْنَا وَمُوْمَ مِنْ الْمُوْمَ مِنْ الْمُوْمُ مِنْ الْمُوْمُ مِنْ الْمُوْمُ مِنْ

padanya sifatnya mematahkan. Oleh karenanya Al-Hasm berarti mematahkan dan mencabut, sedangkan pedang dinamakan al-husam, karena ia mematahkan musuh dari keinginannya untuk menyerang. Hasamu Ar-Raghib, al-hasmu adalah bergesernya jejak sesuatu. Dikatakan: فَعَنْهُ yakni hilang unsur-unsur (karat)nya yang dengannya dinamakan pedang yang tajam. Hasa yang mengatakan hilang jejak-jejak mereka, ada pula yang mengatakan hilang pemberitaan mereka dan ada juga yang mengatakan terputus kehidupan mereka yang kesemuanya masuk dalam pengertian keumumannya.

## <u>H</u>asanun (حَسَنٌ)

Firman-Nya, فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ Firman-Nya, فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ مَعْهُ لَعُلِيْرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعْهُ datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: "Ini adalah karena (usaha) kami". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 131)

Keterangan

Al-<u>H</u>asanah dalam ayat tersebut maksudnya adalah kesuburan dan kemakmuran hidup. الم الم خَمُنُ بَا اللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ yakni بَاللهِ بَاللهِ (indah, cantik). Isim fa'il untuk mudzakkarnya بخستارٌ dan untuk mu'annasnya خَمُنَاءٌ dan jamaknya بخستارٌ (untuk mudzakkar dan mu'annas).

Adapun firman-Nya, وَاَثَيْنَاهُ فِي النَّبَا هَسَنَهُ وَإِنَّهُ الصَّالِحِينَ (Q.S. An-Nahl [16]: 122) Maka, al-hasanah berarti kecintaan seluruh pemeluk agama-agama kepadanya, sebagai pengabulan doanya kepada Allah, وَوَاجَعَالُ لِي لِسَانَ صِعدَقِ فِي الْأَخْرِينَ 'Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian". (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 84)<sup>6]</sup> yakni, Ibrahim a.s. Selain disebut qaanitan lillaah, "seorang yang tunduk kepada Allah", haniifan, "seorang yang turus", dan ia juga dinyatakan syaakiran li-an'umihi., "yang berterima kasih". (Q.S. An-Nahl [16]: 120-121)

Sedangkan Firman-Nya, مَنْ جَاءَ بِالْحَسِنَةِ قَلَهُ (Q.S. An-Naml [27]: 89) Maka, al-hasanah berarti keimanan dan amal saleh. الإعلام Yakni, siapa saja yang beriman dan beramal saleh maka ia benar-benar aman dari terkejutnya tiupan sangkakala. (tihat, ayat ke-87)

Al-Husna adalah kata mu'annas dari alahsan, yang terbaik. Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, الله لا إِلهُ مُولَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik). (Q.S. Thaaha [20]: 8)<sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى ,Adapun firman-Nya أَوْلَئِكَ عَبُهَا مُنْحَدُونَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 101) Maka, al-husna berarti kata-kata yang terbaik yang mengandung kabar gembira tentang pemberian pahala kepada mereka ketika mereka mendapat balasan atas amalnya.<sup>3</sup>]

Dan al-ahsaan artinya yang paling utama (al-afdhaal), dan jamaknya أضابين المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الما

Yakni, orang-orang memandang bahwasanya ketakwaan sebagai satu-satunya bekal yang sampai kepada Allah, bukan barang-barang material, seperti jenis qurban, darah dan dagingnya. Dan begitu juga firman-Nya, فَمَنْ أَصَالُمْ وَحُهُمُ لِلْهُ وَهُوْ مُحْسِنْ وَاثْنَعْ مِلْهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ دِيتًا مِمْنَ أَسْلَمْ وَحُهُهُ لِلْهُ وَهُوْ مُحْسِنٌ وَاثْنَعْ مِلْهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ (Q.S. An-Nisa' [4]: 125)

150.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 50; Al-Kasyyaaf, juz 4 hlm.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm 117.

<sup>3.</sup> Ibid. 4. Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 40.

S. Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ha' hlm 174.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 5 juz 14 hlm. 157.

<sup>7.</sup> tbid, jilid 7 juz 20 hlm. 21.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 94

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 72.

<sup>3.</sup> Ma'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ha' him. 174.

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm 114.



Maksudnya, orang yang terbaik dan paling mulya adalah yang mengikhlaskan agamanya untuk tunduk semata-mata kepada Allah, dengan mengikuti ajaran agama Ibrahim yang lurus. Baca Khalasha (Ikhlaash), <u>Haniif</u>, Taqwa (Waqay).

Adapun firman-Nya, وَلَا أَنْ نَبُدُلُ بِينَ مِنْ أَزُواجٍ dan tidak boleh mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 52)

Maka Al-<u>H</u>usnu dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan dari setiap yang membungkam yang padanya ada sesuatu yang dicintai. <sup>1</sup>]

Al-Hasanah adalah lawan dari as-sayyi'ah (keburukan) baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Dan الْخَسَنْيَانُ ialah tegar dan kuat di jalan Allah, dan bentuk jamaknya ialah الْخَسَنُ كَدَّا :Dan dikatakan: جَهْدَهُ (bersungguh-sungguh dan menguras hingga batas kemampuannya). المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة الم

Adapun المُغْسِينَ Orang-orang yang memperlakukan wanita-wanita yang ditalak secara baikbaik. Sebagaimana firman-Nya: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ Sebagaimana firman-Nya: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقُتُمُ اللِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ نَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَبْعُوهُنَّ عَلَى المُعْسِينَ المُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى اللَّفْتِرِ فَدْرُهُ مَنَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَفًا عَلَى المُعْسِينَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 237)

Yang demikian itu dikarenakan Al-i<u>h</u>saan dimaksudkan dengan membalas kebaikan dengan yang lebih banyak dari padanya, dan membalas kejahatan dengan memberi maaf. الإختسان) secara bahasa adalah "perbuatan" (الإختسان) secara bahasa adalah "perbuatan" (بهنا) yakni berbuat baik sebagai sesuatu yang pantas dilakukan. Dan menurut syara' al-ihsaan ialah menyemah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan bila kamu tidak melihat ketauhilah bahwa Allah melihatmu.

## (خَشَرَ) <u>H</u>asyara

قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمُدَانِي Firman-Nya, خَاشِرِينَ Pemuka-pemuka itu menjawab: "Berilah tangguh dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang mengumpulkan (ahli-ahli sihir). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 111)

Keterangan

<u>H</u>aasyiriin maksudnya ialah orang-orang yang mengumpulkan dan menghimpun tukang-tukang sihir dari tiap kota. Yakni tokoh-tokoh kepolisian dan tentara Fir'aun. <sup>11</sup>

Maka <u>H</u>aasyiriin dalam ayat tersebut maksudnya utuslah polisi-polisi untuk mengumpulkan para tukang sihir.<sup>2</sup>]

وَيُوْمْ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتُرى الْأَرْهَنْ بَارِزَةً . Firman-Nya (47) [18] (Q.S. Al-Kahfi) وَخشَرْتَاهُمْ فَلَمْ نُفَادِرُمَيُّمْ أَحَدُّا

Hasyarnaahum dalam ayat tersebut maksudnya ialah Kami giring mereka menuju mauqif (tempat penghimpunan) dari segala penjuru.<sup>3)</sup> Dan tempat berkumpulnya manusia pada hari Kiamat disebut مَحْشَرَ Arti selengkapnya berbunyi: Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorangpun dari mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 47)

## (حَصِئلاً) Hashiiban

Firman-Nya, إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهَ خَاصِبُنَا إِلاَ ءَالَ Sesungguhnya Kami telah : كُوطِ نَجْيَنَاهُمْ بِسَحْرِ Sesungguhnya Kami telah : كُوطِ نَجْيَنَاهُمْ بِسَحْرِ menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing. (Q.S. Al-Qamar [54]: 34)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْخَصِيْبُ adalah angin yang menerbangkan. Sedang alhashiibu, adalah jamak dari الْخَصَابُ (huruf ha dan shad difathahkan), artinya yang dilemparkan ke dalam api. Jadi, apa saja yang kamu lemparkan ke dalam api, berarti kamu telah memberi bahan bakar dengannya kepada api itu (hashabtaha bihi). 4

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 117.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ha' hlm. 174.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 196

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 129.

<sup>5.</sup> Al-Jurjani, Kitab At-Ta'rifaat, hlm. 12.

<sup>1</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 21

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 hlm. 56.

<sup>3.</sup> ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 155; sedang firman-Nya: wo idal Wutpusu Husysyirot (Q.S. Al-Takwiir [81]: 5) maka tusysyirot juga berarti berkumpul dari setiap segi/penjuru/jamo'at min kulli noahiyoh). Qatadah berkatasegala sesuatu berkumpul sampai hewan berupa lalat untuk mendapatkan qishash (balasan setimpal). Lihat, Al-Kosyyoof, juz 4 hlm. 222 sebuah kata yang menceritakan kejadian hari Kiamat.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 92.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapun firman-Nya,أَوْيُرُسِنَ عَلَيْكُمْ حَاصِينَا ثُمْ لاَنْجِنُوا, (Q.S. Al-Israa' [17]: 68) Maka, al-<u>h</u>aashibu adalah angin yang melemparkan batu-batu kecil dan besar.<sup>1</sup>1

Firman-Nya, إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ خَصَبْ Sesungguhnya kamu dan apa عَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 98)

Maka Al-Hashabu, dalam ayat tersebut, ialah sesuatu yang dilemparkan ke dalam api untuk menyalakannya.<sup>21</sup>

### (خَصْحُصَ) Hash-hasha

قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْأَنْ خَصْغَصَ الْعَقْ ، Firman-Nya قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْأَنْ خَصْغَصَ الْعَقْ . Berkata istri Al-Aziz: "Sekarang jetaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), ... " (Q.S. Yusuf [12: 51)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, خفيغص أنغني ialah menjadi terang dan nyata, dengan menyingkap apa yang menjadi kekuatannya. $^{3}$ 

### اخصيدٌ) <u>H</u>ashiid

Firman-Nya, اَفَانَبْتُنَا بِهِ جِنَّاتٍ وَحَبُ الْخَصِيدِ ...lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. (Q.S. Qaaf [50]: 9)

#### Keterangan

Asal الْعَصَدُ ialah memotong tanaman (qath'uz-zar'i), dan zamaanul hashaad walhishaad (masa panen) seperti perkataan anda zamanul-jadaad wal jidaad. الله عن أنباء القُرى نقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائمٌ وَحَصِيدٌ (Q.S. Huud [11]: 100)

Dan <u>habbul hashiid</u> dalam ayat tersebut maksudnya ialah biji-bijian dari tanaman yang biasanya diketam seperti gandum dan jelai.<sup>5</sup>

## <u>H</u>ashiir (حَصِير)

Firman-Nya, اَوْجَعَلْنَا جَهِنَّمُ لِلْكَافِرِينَ خَصِيرًا Dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. (Q.S. At-Isra' [17]: 8)

#### Keterangan

Al-Hashiir; penjara. Demikian kata ibnu Abbas. Al-Hasan berkata, al-<u>h</u>ashiir ialah sesuatu yang ditebarkan dan dihamparkan. Sedang orang Arab menyebut hamparan kecil sebagai hashiir. <sup>1</sup>

Dan hashuuran berarti yang menahan pengaruh hawa nafsunya. Sebagaimana firman-Nya, الله يَنْشَرُكُ إِنْ الْمُعَالِيَّةِ مِنْ السَّالِحِينَ أَنَّ اللَّهُ يَنْشَرُكُ الْمِنْفِيْدَ وَحَمْوزا وَنِيْبًا كَمْ الصَّالِحِينَ Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putra) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari pengaruh hawa nafsu) dan seorang Nabi dari keturunan orang-orang yang saleh. (Q.S. Ali ¹lmraan [3]: 39)

Adapun firman-Nya, يَلْفُقْرَاءَ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلِ الله: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 273)

Maka u<u>h</u>shiruu maksudnya ialah orangorang yang mengikatkan dirinya ke dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya, jihad di jalan Allah, dan antusias dalam mencari ilmu.<sup>2]</sup>

## Hashala (حَصَلَ)

Firman-Nya, نوخمتان مَا قَ الصَّدُورِ dan dilahirkan apa yang ada dalam dada. (Q.S. Al-'Aadiyaat [100]: 10)

#### Keterangan

Hushshila dalam ayat tersebut ialah ditampakkan hasil seluruhnya. Ar-Raghib menjelaskan bahwa at-tahshiil adalah mengeluarkan intisari (lubb) dari kulit (sebagai obat pembersih muka) seperti keluarnya emas dari batu di tanah lapang dan biji gandum dari jerami.

# (حَضَرَ) <u>H</u>adhara

نُهُمْ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّحْضَرِينَ Firman-Nya, نُهُمُ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّحْضَرِينَ -Kemudian dia pada hari Kiamat termasuk *orang* 

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 73; Dan al-haashib juga berarti sesuatu yang ditemparkan oleh angin. Dan di antaranya lalah <u>fashuba jahannam,</u> yang berarti dilemparkannya ke neraka jahannam. Dan dikatakan pula, <u>fashuba fil-sadhi, yakni drahaba (mengembara), dan al-hashbu terambil dan al-hashboa', yakni al-hijoorah (kerikil). Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 154.</u>

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juž 17 hlm. 72.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, him. 119.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 119.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 153.

<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 15 hlm. 112

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 47,

Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 222.

<sup>4.</sup> Mu'jom Mufradat Alfoazhil Qur'on, hlm. 120.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



orang yang diseret (ke dalam neraka). (Q.S. Al-Qashash [28]: 61)

Keterangan

Dikatakan: حَشَرَ الْأَمْرُ فُلَاثًا. Yakni nazala bihi (datang, hadir). Sedang Minal-muhdhariin; orang-orang yang didatangkan untuk diazab. Arti semacam ini telah masyhur di dalam Al-Qur'an, seperti, تَكْنُتُ مِنَ الْمُحَصِّرِينَ, "pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).'(Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 57); begitu juga firman-Nya, المُحْضَرُونَ ...mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)." (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 158)

Pengungkapan makna tersebut dengan kata *muhdhariin*, karena di dalamnya terkandung makna pembebanan dan pengharusan. Kehadiran ini tidak cocok dengan majlis kesenangan, malah lebih cocok dengan majlis yang mengandung bencana dan marabahaya.<sup>2</sup> (Q.S. Al-Qashaash [28]: 61)

Firman-Nya, لايفابزصغيرة ولاكبيرة إلا اخصاها yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Arti selengkapnya, berbunyi:

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 49)

Haadhiran dalam ayat tersebut ialah tertulis dalam buku catatan masing-masing dari mereka.<sup>3</sup>

Firman-Nya, وَأَمَّا الْدَيْنِ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِأَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْخَرِهُ . Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Qur-an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (neraka). (Q.S. Ar-Ruum [30]: 16)

Maka, Muhdharuun dalam ayat tersebut maksudnya ialah mereka dimasukkan ke dalam

(neraka) dan mereka tidak dapat mengelakkan diri dari padanya. 11

Firman-Nya, غلبتت نفش ما اخطرت maka tiaptiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. (Q.S. At-Takwiir [81]: 14) Maka, Maa ahdharat berarti apa yang telah disediakan bagi manusia berupa balasan baik dan buruk.<sup>21</sup>

Adapun <u>H</u>aadhiratul-ba<u>h</u>ri: dekat laut, yakni pantainya. المجابع Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ خَاصِرة Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 163)

Firman-Nya, أَمْ كُنْتُمْ شَهْداء اِذُ خَطَرَيْفَقُوبَ الْمُوتُ إِذْ قَالَ Firman-Nya, أَمْ كُنْتُمْ شَهْداء اِذُ خَطَرَيْفَقُوبَ الْمُوتُ إِذْ قَالَ اَلَّاعِيْلَ الْمِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ لِلْبَاقِ اِللَّهِ اَبَائِلُهُ اِلْمُعِيْمُ وَإِسْمَاعِيلَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 133) Maka, Hudhuurul-maut: datangnya maut atau tanda-tanda yang menyebabkan kematian, atau dekatnya waktu meninggalkan dunia. 4

Firman-Nya, فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثِهُ أَيْامٍ فِي الْعَجْ الْحَجْ بَكُنْ أَمْلُهُ خَاصِرِي وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ بِلَكَ عَضْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلكَ لَنْ لَمْ يَكُنْ أَمْلُهُ خَاصِرِي (Q.S. Al-Baqarah [2]: 196) Maka, Hadhirul-masjidil-Haraam dalam ayat tersebut maksudnya, mereka adalah penduduk kota Mekah dan sekitarnya sampai ke tempat miqat.51

#### (حَضُ) <u>H</u>adh-dha

Firman-Nya, وَلاَ يَعْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسَكِينِ dan juga dia tidak *mendorong (orang lain)* untuk memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 34) Keterangan

Wala tahaadhdhuuna: kalian tidak saling menganjurkan satu sama lainnya. <sup>6]</sup> Disebutkannya, tahadhdhuuna, "saling mengajak memberi makan", yang tidak cukup hanya memberi makan orang miskin. Namun yang dimaksud adalah, untuk menjelaskan bahwa masing-masing individu saling tolong-menolong. <sup>7]</sup> Seperti halnya yang tertera di dalam firman-Nya, وَلاَ يَحْمَلُ عَلَى Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Maa-uun [107]: 3)

<sup>1</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ha' hlm.180

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılıd 7 juz 20 hlm. 78.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 156.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 32

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 53.

<sup>3.</sup> *Ibid.*, jdid 3 juz 9 hlm. 92.

<sup>4.</sup> Ibid. (ilid 1 juz 1 hlm. 218.

<sup>5</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 95.

Ibid, jilid 10 juz 30 h/m. 148

<sup>7.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 148; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 289.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Menurut Ar-Raghib, التَّغَوَيُضُ adalah الْخَوْنَ adalah الْخَوْنَ (dorongan) seperti al-hatstsuhanya saja al-hatstsu dengan menggiringnya dan menjalankannya (bisauqi wa sairi) kemudahan, sedang al-hadhdhu tidak demikian. Dan asalnya dari أَلْجِثُ عَلَى الْحَضِيْضِ إِلَيْهِ الْمُعْمِيْضِ yakni, menetap (qaraarul makaan). 1)

Begitu pula firman-Nya, وَلاَ تُخَاصُونُ عَلَى طَعَامِ Begitu pula firman-Nya, الْبَسْكِين : dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Fajr [89]: [8) Maka, tahadhdhu berarti tuhaafizhu (saling memelihara), yakni menyuruh memberi makanan kepadanya.<sup>21</sup>

## (خَطَبَ) <u>H</u>athaba

Fîrman-Nya, بَوْنَمَا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجَهْتُمْ خَطْبًا Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi *kayu api* bagi neraka Jahannam. (Q.S. Al-Jin [72]: 15)

Keterangan

Hathaban dalam ayat tersebut artinya kayu api, yakni sebagai bahan api neraka Jahannam. Begitu juga kata الخطاب yang terdapat di dalam Firman-Nya, نوائراًلهُ خنالة الغطب Dan begitu (pula) istrinya, pembawa kayu bakar. (Q.S. Al-Lahab [111]: 4), sebagai kiasan bagi istri Abu Lahab yang menyebar fitnah. Baca hamala.

## احطَّةٌ) Hith-thatun

Firman-Nya, نَوْقُولُوا جِمَلَةٌ نَغَيْرَ لَكُمْ خَطَائِاكُمْ dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. (Q.S. At-Bagarah [2]: 58)

Keterangan

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَبِئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ , bukan كَالِدُونُ : (bukan demikian), yang benar, barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 81) Maka, الأيختيطاط, maksudnya, seolah kejahatan serta kejelekan pelakunya sudah membudaya dan meresap ke dalam jiwanya, dan susah diharapkan baik kembali. المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعا

## (الخُطْمَةُ) Al-Huthamah

Firman-Nya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخَطْمَةُ Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (Q.S. Al-Humazah [104]: 5)

#### Keterangan

Al-Ḥuthamah adalah nama api neraka seperti halnya saqar dan lazhay. الخطنة menjelaskan bahwa الخطنة, asal katanya adalah hatham, artinya mematahkan atau memecahkan. Dikatakan, زَخِلُ خطنة jika ia kejam tak kenal ampun. Dalam pepatah Arab dinyatakan, خطنة , artinya yang membantai gembalanya dan mematahkan tulang belulangnya secara kejam. Seorang penyair mengatakan:

قَدُ لُفَهَا الْلَيْلُ بِسَوَاقٍ حَطَمٍ لَيْسَ يُرَاعِي إبل وَلاَ غَنَم

"la kembali pada malam hari dengan gembala-gembala yang patah. Ia bukan penggembala kambing atau unta, juga bukanlah ia sebagai penjagal hewan".<sup>3</sup>1

Maksud <u>h</u>uthamah dalam ayat tersebut adalah ungkapan mengenai sifat neraka yang mematahkan dan menghancurkan tulang belulang dan membakar kulit dan daging sampai ke tenggorokan. <sup>4</sup>

Firman-Nya, لَا يَعْطِنْتُكُمْ سَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ...agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.... (Q.S. An-Naml [27]: 18)

Maka, laa yahthimannakum dalam ayat tersebut berarti tidak memecahkan dan tidak menghancurkan kalian.<sup>5</sup>

<sup>1.</sup> *Ibid*, juz 1 hlm. 18.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 232

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 237; menurut Az-Zamakhsyari, al-huthamoh adalah api yang keberadaannya membakar setiap yang melekat pada (tubuh)nya; sedang dibaca al-haothomoh berarti bahwasanya api tersebut masuk dan membakar lambung-lambung mereka hingga ke dada-dada mereka dan membkar hati, sedangkan tidak ada pada jasad manusia yang lebih lembut dari hati (al-fu'ad) dan tidak ada yang lebih menyiksa dari padanya karena sangat dekat siksa tersebut menyelimutinya. Lihat, Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 284.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 238.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 126.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradot Alfoozhil Qur'an, hlm. 121.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 225.

<sup>3.</sup> At-Tashlil li 'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 18.

## -----

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (حَظَأ) <u>H</u>azh-zhan

Firman-Nya, بَالَيْتَ ثَانَ مِثْلُ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ تَذُو Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. (Q.S. Al-Qashash [28]: 79)

Keterangan

Al-<u>H</u>azhzhu ialah kemujuran dan keberuntungan. Ar-Razi mengatakan, bahwa alhazhzhu adalah bagian dan keberuntungan (annashiib wa al-jaddu). Anda mengatakan, خطَّ الزَجْل (dengan difathahkan) yakni, menjadi orang yang memiliki bagian dari rezeki. الم

Misalnya tentang bagian anak perempuan di dalam warisan dinyatakan di dalam firman-Nya, بِنَنْ عَمِلَ الْأَنْتَيْنِ Bahagian seorang anak laki-laki sama dengan *bahagian* dua orang anak perempuan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 11)

## (حَفَدَ) Hafada

Firman-Nya, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ بَنِينَ وَخَفَدَةً dan Dia menjadikan bagimu dari istri-istri kamu, anak-anak dan cucu-cucu. (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

Keterangan Al-<u>H</u>afadatu, menurut riwayat dari Hasan dan Al-Azhari, ia berarti anak (cucu), bentuk jamak dari خافدٌ, seperti رُكْنَة وَكَانَة (berasal dari

kata al-hifdu, berarti ringan dalam mengambil dan bekerja. Dikatakan, خَفِدَ يَحْفِدُ وَحُقُودًا حَقَدُانا berarti 'bersegera'.<sup>3]</sup>

## (حَفَرَ) <u>H</u>afara

Firman-Nya, يَفُولُونَ أَيْنَا لَرُدُودُونُ فِي الْخَافِرَةِ: Orangorang kafir berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula". (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 10).

#### Keterangan

Menurut Al-Maraghi الْخَافَرُة, ialah kehidupan yang pertama (al-hayatul-uula), maksudnya adalah kehidupan dunia. <sup>41</sup> Mereka telah membuat suatu keyakinan bahwa kehidupan setelah kematian adalah sebagaimana kehidupan pertama (kehidupan dunia saat ini) Di dalam bahasa Arab dikatakan: رَجَعَ فِي حَافِرتِهِ, yang artínya ia kembali ke jalan semula.<sup>1)</sup>

Selanjutnya, beliau menjelaskan, orangorang Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan jika dikatakan kepada mereka, bahwa mereka akan dikembalikan kembali sesudah mati, maka mereka pun bertanya: Apakah kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan kami semula sebelum kami mengalami kematian? Apakah kami bisa hidup kembali sebagaimana keadaan kami sebelum mati?<sup>21</sup>

### (حَفظَ) <u>H</u>afizha

Firman-Nya, وَبُرَسِلْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ...dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 61)

Keterangan

Al-Hafazhat: para malaikat terhormat yang mengadakan pencatatan. Sedangkan firman-Nya, والَّذِينَ هُمْ لِثُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 5) dikatakan, *Hifzhahu:* Memelihara kemaluan yang berarti menyucikan dari yang haram.

Begitu juga firman-Nya, خَافِطُوا عَلَى الصَّلُواتِ Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) salat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 238)

Maka dikatakan, عَلَىٰ الشَّيْنِ دَاوَمَ artinya melaksanakan secara terus-menerus. Maka <u>hifzhush-shalaat</u>: berarti melaksanakan shalat secara terus-menerus dari waktu ke waktu dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara khusyu' dan sepenuh hati. <sup>51</sup>

Firman-Nya, إِنْ كُلُ نَفْسِ لِنَا عَلَهَا خَافظٌ: tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya. (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 4) Maka, <u>H</u>aafizh artinya

<sup>5.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 199.



<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 20 hlm. 96.

<sup>2.</sup> Mu<u>h</u>taarush-shi<u>hh</u>aa<u>h</u>, him. 143, maddah; 👃 🖢 –

<sup>3.</sup> Al-Maragi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 hlm, 108.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 222.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 film. 22; Al-Kosysyaaf, juz 4 film. 212.

<sup>2.</sup> tbid, yilid 10 juz 30 hlm 25.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 25. 4. *Ibid*, jilid 6 juz 18 hlm. 4.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang mengawasinya pada masa-masa keberadaannya, yakni Allah Swt. 1

Begitu pula, kata *hafiizh*, yakni Allah sebagai Pemelihara. Sebagaimana firman-Nya, إِنْ Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. (Q.S. Huud [11]: 58)

Adapun firman-Nya, قَالِمَانِخَاتُ قَابِنَاتُ خَافِظَاتُ Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. (Q.S. An-Nisa' [4]: 33)

Maka, Al-haafizhat lil-ghaibi dalam ayat tersebut maksudnya ialah wanita-wanita yang memelihara apa-apa yang tidak tampak oleh manusia. Jadi bukan hanya berkhalwat (berduaduaan menyepi) dengan wanita. <sup>21</sup> Dan bimaa hafizhallaah, yakni dengan sebab perlindungan diri dari pihak wanita mendapatkan hak (perlindungan) dari Allah bukan untuk dipertontonkan dan dibuat-buat oleh wanita tersebut. <sup>31</sup>

Firman-Nya, وَمَا كُنُا لِلْعَبِ حَافِظِين dan sekalikali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang gaib. Arti selengkapnya, berbunyi: Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri; dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak menjaga (mengetahui) barang yang gaib. (Q.S. Yusuf [12]: 81)

Sebagian mufasir mengatakan, maksudnya adalah 'menutup aurat dari pandangan manusia'. Sebagian yang lain mengatakan, 'memelihara dari melakukan perzinaan'. Imam Ash-Shabuni mendukung apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya semua penafsiran itu bisa diterima, karena lafaz tersebut berlaku secara umum.4

## (حَفَّ) <u>H</u>affa

Firman-Nya, وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِي dan *kami* kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 32)

#### Keterangan

Hafafnaa huma bi-nakhl: Kami jadikan pohon-pohon kurma mengelilingi kedua kebun itu, menutupi pinggiran-pinggirannya. Orang mengatakan: مُفَاهُ الْفَوْمُ "kaum itu mengelilingi dia". Dan dari kata itu pula Allah Ta'ala berfirman, وَتَرَى الْلَائِكَةُ خَافِينَ مِنْ خَوْلِ الْعَرْشِ dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy (Q.S. Az-Zumar [39] 75), sedangkan kalau dikatakan فَحَمْتُهُ عِهْمُ berarti kamu menjadikan mereka melingkari sekelilingnya."

## (حَفِيًّا) <u>H</u>afiyyun

Firman-Nya, قَالُ سَادُمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرْلُكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan ditimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. (Q.S. Maryam [19]: 47)

Keterangan

Hafiyyan di dalam ayat tersebut maksudnya amat sangat berbuat baik kepadaku dan memuliakanku. Dikatakan, خفي بهخ berarti mempunyai perhatian untuk memuliakannya. Begitu juga firman-Nya, انِسَالُونَاتُ كَانُكُ حَفَيُّ عَنْها Mereka bertanya kepadamu seakan-akan mengetahuinya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 186)

Hafiyyun, terambil dari kata رَحَقَى فِي السُوَالِ "dia merengek-rengek dalam meminta. Isim fa'ilnya <u>hafiyyun</u>. Misalnya, مُوْ حَمْنِ عَنِ اَلْأَمْرِ, "ia menanyakan dengan sangat tentang perkara itu. Istahfaytuhu 'an kadzaa, "saya menanyakan akan halnya secara bersangatan. Dan رَبْحَقَى بِكَ قُلانٌ "si fulan bersikap manis kepadamu dan bersangatan dalam menghormatimu".<sup>3</sup>

## (يُحْفِيْكُمْ) Yuḥfiikum (حَفَىَ) Ḥafaa

Firman-Nya, إِنْ يَسَأَلْكُمُومَا فَيَحْفَكُمْ تَيْخَلُوا . Jika dia meminta harta kepadamu lalu *mendesak* (supaya kamu memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir. (Q.S. Muhammad [47]: 37)

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 10 juz 30 hlm. 109.

<sup>2 /</sup>bid, jilid 2 juz 5 hlm 26.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 123.

<sup>4.</sup> Ash-Shabuni, Tofsir Ahkam, jilid 2 hlm 9

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., µlid 5 بيد 15 hlm. 146; Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa . adalah (melingkari) Dikatakan: خف الفؤم باالثقني وحواليه يخفُون وخلو نصلون به وتفاؤو به محكوّزا والمغدازة (mereka memagari, mengeillingi, mengurumuni, dan mengitari. Lisaanul 'Araab, jilid 9 hlm 49 maddah به حد ما لها

<sup>2.</sup> *lbid*, jilid 6 juz 16 hlm, 55.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 126.



Keterangan

ialah "mendesak kalian dengan meminta harta seluruhnya". Sedangkan, ٱلْإِلْحَافُ وَالْإِخْفَاءُ, artinya sampai ke batas dalam segala sesuatu. Orang mengatakan, أخفاه في المستلَّة, yang artinya "Orang itu tidak meninggalkan sesuatu pun dalam meminta".1

## (حُفُوبٌ) <u>H</u>uquubun

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبِلُغَ مَجُمَعَ Firman-Nya, Dan (ingatlah) ketika Musa: الْبِعَرِيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُفُيًّا berkata kepada muridnya: "Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 60)

Keterangan

Al-Huguub, dengan di-dhammahkan huruf ha' dan gaf, atau huruf ha' memakai dhammah. sedang huruf qaf memakai sukun. Jadi bisa dibaca atau اَلْحُقُونَ, "masa". Ada yang mengatakan اَلْحُقُونَ bahwa satu huqub sama dengan 80 tahun.21

أخفانا Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ialah lafaz yang berbentuk jamak, dan bentuk mufradnya adalah خُفُوْبٌ, bentuk tunggal dari hugub (masih berbentuk jamak, karena menurut ilmu nahwu, ahqab merupakan bentuk jam'uljam'i) adalah higbah. Artinya masa yang belum diketahui batasannya. Berkata Mutammim Ibnu Nuwairah:

> وَكُنَّا كَنَدْمَانِي جُذَيْمَةٌ حِقْبَةٌ . فَلَمَا تَفَرَّقُنَا كَاءَنِي وَمَالِكًا فَلَمَا تَفَرَّقُنَا كَاءَنِي وَمَالِكًا

لِطُول اجْتَمَاع لَمْ نَبِتْ لَيْلَةٌ مَعا "Kami berdua (penyair dan temannya) dalam satu masa bagaikan dua orang pencandu (khamer yang terdapat di perkampungan Jadzimah), sehingga kami berdua seolah-olah tidak akan pernah berpisah. Tetapi setelah kami berpisahseolah-olah saya (penyair) dan Malik saking lamanya kumpul bersama- tidak pernah tidur semalam suntuk".3]

### (حَقَ) <u>H</u>aqqa

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ ثَبِلِكَ قَرْنَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ,Firman-Nya Dan jika Kami : فَضَمْقُوا فِيهَا فَحْقٌ عَلَيْهَا الْقُوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya bertaku terhadapnya perkataan (ketentuan kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancurhancurnya. (Q.S. Al-Israa' [17]: 16)

#### Keterangan

Haqqa 'alaihil-gaulu di dalam ayat tersebut maksudnya wajiblah negeri itu mendapatkan siksaan. 1 Sedang, bil-haqqi berarti dengan kebijaksanaan dan mesti membawa kebenaran.<sup>2</sup>] قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ Sebagaimana firman-Nya, قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ (Jibril): Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar. (Q.S. An-Nahl [16]: 102)

Berikut sejumlah ayat yang menjelaskan pengertian kata hagg:

- قَالُوا بَشُرَنَاكَ بِالْحَقِ فَلاَ تُكُنُّ مِنَ الْقَائِطِينَ ,Firman-Nya (1 (Q.S. Al-Hijr [15]; 55) Maka, bil-<u>h</u>aqqi: dengan membawa perkara pasti yang tidak diragukan akan terjadi.31
- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِتْدِنَا قَالُوا لَوْلاَ أُونِيَ مِثْلِ,Firman-Nya (2 ·Q.S. Al) مَا أُوتِينَ مُومِنَى أَوْلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِينَ مُوسِنَى مِنْ قَبْلُ Qashaash [28]: 48) Maka, al-haqqu: perkara yang haq, yakni Al-Qur'an.4
- حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إلاّ الْحِقُّ قَدْ ، Firman-Nya (3 Q.S. Al-A'raaf) جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةِ مِنْ رَتَكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِيْ بِنِي إِسْرَائِيلَ [7]: 105) Maka, Haqiiq: sesuai, patut. Orang mengatakan, أَنْتُ حَقِيْقٌ بِكُذَا , "kami sepatutnya dan tepat melakukan demikian".59
- يَوْمَئِذِ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُ وَنَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ,Firman-Nya (4) Di hari itu, Allah akan memberi mereka: الْحَقُ اللِّينَ balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya). (Q.S. An-

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hłm. 76.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 173.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 10.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid S juz 15 hlm. 21.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 21.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 29.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 67. 5. Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 21.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Nuur [24]: 25) Maka, *al-<u>h</u>aqqu*: yang adil tidak mengandung kezaliman sedikitpun.<sup>1</sup>]

- 5) Firman-Nya, فَنَعَالَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 116) Maka, al-haqq: yang tetap dan tidak binasa, dan tidak pula kerajaan-Nya lenyap.<sup>2]</sup>
- 6) Firman-Nya, ذَلِكَ بِأَنُ اللَّهُ مُوَ الْحَقِّ وَالَّهُ يَحْبِي الْكَوْنَ وَأَنَّهُ (Q.S. Al-Haj) [22]: 6) Maka, al-haqq: yang tetap, dan ketetapannya adalah benar. Begitu juga firman-Nya, النَّفِينُ حَقَّ عَلَيْهِمُ (Crang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 18)
- Firman-Nya, فَتَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنَهُ وَقُلْ رَبِ رَدَنِي عِلْمَا [Q.S. Thaaha [20]: 114) Maka, al-haqq: yang tetap dalam zat sifat-Nya.<sup>4</sup>

Pada halaman lain dari kitabnya, Al-Maraghi menjelaskan, bahwa al-haqq adalah suatu hakikat yang mantap dan kokoh, yang ditunjang oleh dalil konkrit, atau bukti nyata dan peraturan yang dibawa oleh Nabi saw.<sup>51</sup> Dan, Haqqul-yaqiin: 'ainul-yaqiin (keyakinan yang benar-benar).<sup>61</sup> (Q.S. Al-Haqqah [69]: 51)

- 8) Firman-Nya, بِالْحَقِّ وَرَبُنَا الرَّحْمَنُ النِّمَتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 112) Maka, bil-haqqi: dengan adil; maksudnya ialah segera ditimpakan azab kepada mereka.<sup>7</sup>
- 9) Firman-Nya, ذَئِكُ بِالْمُولِمُتَلُونَ النَّبِيِّنَ Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 61)

Bi-ghairil-haqq: maksudnya ialah bahwa mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan pun yang dapat dibenarkannya. المُقا المُعْمَ رَبِي الْفَوَاجِئِنَ مَا Nya, عَلَىٰ الْفَوَاجِئِنَ مَا مَطَن وَالْإِنْمَ وَالْبَغَي بِغَيْرِ الْعَقَ : Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan

yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa *alasan yang benar.* (Q.S. Al-A'raaf [7]: 33)

Jadi, perkataan tadi tidak lain dimaksudkan untuk memperjelas duduk perkara yang sesungguhnya dan menunjukkan betapa kejinya perbuatan mereka. Dan menunjukkan pula bahwa perbuatan mereka tidak beralasan sama sekali, yang bukan karena salah pengertian dalam memahami kitab dan menganalisa hukum, tetapi sengaja mereka melakukan pembunuhan tersebut untuk menentang apa yang telah disyariatkan Allah kepada mereka.<sup>1</sup>

10) Firman-Nya, وَبِالْحَقِ أَنْزَلْنَاهُ وِبِالْحَقِ نَرَلَ Dan Kami telah turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarbenarnya dan Al-Qur'an itu turun dengan membawa kebenaran. (Q.S. Al-Isra' [17]: 105)

Maka, Al-Haqq dalam ayat tersebut adalah barang tetap yang takkan sirna. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai bukti yang menunjukkan ke-Esaan Allah, penghormatan kepada para malaikat, kenabian para nabi dan kebenaran adanya hari kebangkitan dan adanya Kiamat.<sup>21</sup>

11) Firman-Nya, انْفُوا اللَّهَ حَقَ نُفَاتِهِ: Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 102)

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Al-Ḥaqqu, berasal dari kata خَقُ النَّهُ , artinya wajib dan tetap, karena asalnya adalah *ittiqaanu haqqan* (takwa dengan sebenarnya). <sup>31</sup>

12) Firman-Nya, الْيُخِرُّ الْيُخِرِبُونَ الْيَجْرِبُونَ (Sirman-Nya, عَلِيْجِقَ الْعَقِّ وَيُبْطِئُ الْنِاطِلُ وَلَوْ كُرِهَ الْيُجْرِبُونَ (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 8)

Maka, Ta<u>h</u>iqqul-<u>h</u>aqqa: membenarkan yang benar. Maksudnya, memenangkan Islam karena Islamlah yang benar.<sup>4</sup>

<sup>1.</sup> *lbid*, jilid 6 juz 18 hlm. 90.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 juz 18 hlm. 63.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 87.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 157.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 234.

<sup>6.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 29 hlm. 62.

<sup>7.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 78.

<sup>8.</sup> Tafsir Al-Maragi, jilid 1 juz 1 hlm 132-133.

<sup>1.</sup> Ibid, jılıd 1 juz 1 hlm. 133.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 106

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 14.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 167.





Kata الْغَقُ juga berarti sesuatu yang wajib dinyatakan dan wajib ditetapkan, sedangkan akal tidak bisa mengingkari eksistensinya. <sup>1</sup> Seperti firman-Nya, قَالَ فَالَحْقُ وَالْحِقُ أَقُولُ Allah berfirman: "maka yang benar(adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan". (Q.S. Shaad [38]: 84)

Adapun huqqat berarti sudah seharusnya ia menaati perintah-Nya, atau seharusnya ia berbuat seperti yang dikehendaki-Nya. Seorang penyair, Kutasyir 'izzat menyatakan:

"Jika ia mencelaku, aku terima dengan lapang dada. Sudah seharusnya ia mencelaku atau meninggalkanku".<sup>2</sup>]

Adapun أَخَقُ dengan diharakat fathah dan ditasydid adalah af'alut-tafdhiil (kata kerja yang mempunyaiari"paling","ter", bentuk superlatif). Dan dalam kalam Arab kata أَخَقُ mempunyai dua makna, antara lain: 1) mencemarkan (istii'aabul-haqq); dan 2) mempertahankan (tarjiimul-haqq), dan kebanyakan dipergunakan sebagai pembatas, dinding (jidaarah) dan keaslian. Sedangkan secara umum, أَخَقُ أَنْ تَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِينَ diterjemahkan "lebih berhak", "lebih patut". Sebagaimana firman-Nya, العَشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِينَ أَنْ نَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِينَ (Mengapa kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar beriman. (Q.S. At-Taubah [9]: 13)

Begitu pula firman-Nya, وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آخَقُ أَنْ Begitu pula firman-Nya, وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آخَقُ أَنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ padahat Allah dan Rasul-Nya itulah yang *lebih patut* mereka cari keridaan-Nya, jika mereka adalah orang-orang mukmin. (Q.S. At-Taubah [9]: 63)

وَلَقَدَ يَعَنَنَا فِي كُلِّ أَفْهَ رَسُولاً أَنِ Adapun bunyi ayat, اغْبَدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُم قَنْ هَذَى اللهُ وَمِثْهِم قَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ اغْبَدُوا اللهَ وَاجْتَبْبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُم قَنْ هَذَى اللهُ وَمِثْهِم قَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ (Q.S. أَلْتَطَلَّالُهُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبُهُ الْكَذِينَ (An-Nahl [16]: 36)

هُمِيُّم مِّنَ : Maka redaksi ayat yang berbunyi مَدَى اللهُ وَمِنْهِم مِّنَ حَقْثَ عَلَيْهِ الصَّلاَلَةُ (Asy-Syanqithi menjelaskan bahwa kaum-kaum yang telah diutus dengan datangnya para rasul Tuhan yang membawa misi tauhid terdapat dua kelompok yang bertolak belakang, yakni sa'iidun (yang selamat) dan syagiyyun (yang celaka). Kelompok yang yang selamat adalah yang mendapat petunjuk Allah untuk dapat mengikut apa yang dibawa para rasul-Nya, sedangkan kelompok yang celaka adalah yang sudah ditetapkan celakanya, maka kelompok tersebut tetap berusaha mendustakan para rasul dan kafir terhadap risalah yang dibawanya. Oleh karena itu, dakwah (mengajak) kepada agama yang benar adalah umum sedangkan taufiq untuk mendapatkan petunjuk adalah sesuatu yang khusus. Seperti kalimat ویهدی من پشاء yang dinyatakan oleh ayat: ، والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

Ungkapan مُنْ هَدَى اللهُ, di dalam surat An-Nahl ayat 36 tersebut maksudnya, Allah Swt. memberi taufiq kepadanya sehingga dapat mengikuti apa yang dibawa oleh para rasulnya. Ungkapan yang semakna dengan ayat tersebut di antaranya, هَرِيفًا خَفَ عَلَيْمُ المَبْلالُهُ Sebahagian diberi petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatannya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 30)

Ayat tersebut memberi isyarat bahwa Nabi saw. dalam menjalan risalah-Nya tidak dapat menjamin keislaman kaumnya dan tidak dapat memberi petunjuk karena diantara kaumnya terdapat kelompok yang sudah ditetapkan oleh-Nya sebagai syaqiyyun, kelompok yang celaka.<sup>1</sup>

#### (حَاق) Haaqa

Firman-Nya, وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا (dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. (Q.S. Az-Zumar [39]: 48)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa خاق di dalam ayat tersebut maksudnya adalah nazala wa a<u>h</u>aatha bi-him min kulli jaanib, yakni "turun dan mengepung mereka dari segala sisi".<sup>2]</sup> Begitu

Shafwaatut-Tofaasir, jilid 3 hlm. 79



<sup>1.</sup> *tbid*, plid 1 juz 1 hlm. 70 2. *tbid*, iilid 10 juz 30 hlm.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 87-88; dan ol-haqqqaah adalah saat yang mesti terjadinya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Atau ia adalah saat-saat membenarkan adanya berbagai perkara dari hal hisab, balasan dan siksa. Atau saat-saat yang membenarkan perkara-perkara yang ada di dalamnya yakni mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Sedang moo ol-haqqaah asalnya ol-haqqqaah moo hiyo, yakni mengungkapkan suatu peristiwa besar dan dasyat lalu diletakkan yang zohir di tempat yang samara(moo hiyo) karena. kedasyatannya. Lihat, Al-Kosysyoof, juz 4 hlm. 149 (penjelasan surat Al-Haqqaah [69]: 1-2).

<sup>3.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahaa', Arabıy Englijiy Afransiy , hlm., 26.

<sup>1.</sup> Asy-Syangıthi, *Adhwaa'ul Bayaan fii Idhao<u>h</u>il Qur'an bil Qur'an*, juz 3 hlm. 268-269.

# -+**(**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



juga firman-Nya, الهُ عَلَوْهُ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُو الله (Q.S. An-Nahl [16]: 34) Maka, Haaqa bihim berarti mereka diliputi. Kata ini khusus digunakan dalam 'diliputi oleh keburukan'.")

### (حكم) <u>H</u>akama

Firman-Nya, بَوْتِيَ الْعِكْمَةُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤُتُ الْعِكْمَةُ فَقَدْ ) yang memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang beri hikmah, sungguh telah diberi kabijikan yang banyak. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 269)

Keterangan

Jimam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa الحكمة, berasal dari kata إخكاف, artinya kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan dan perkataan. 2) Selanjutnya, ahli hikmah adalah seseorang yang penuh kehati-hatian dalam perbuatan dan pekataannya, sebagaimana ahli hikmah sendiri berkata: "Siapa yang diberi ilmu dan Al-Qur'an sepantasnya dia memaham dirinya sendiri. Karena hal ini tidak akan pernah diberikan orang ahli keduniaan dengan sebab keduniaan mereka, karena hal ini merupakan karunia yang paling utama dari yang hanya diberikan kepada yang memiliki keduniaan, karena Allah yang menamai keduniaan ini dengan kesenangan yang sedikit. Sedang Dia menamakan ilmu dan Al-Qur'an sebagai kebaikan yang teramat banyak". 31

Adapun al-hikmah ialah rahasia-rahasia hukum agama. Ibnu Duraid mengatakan bahwa hikmah adalah setiap kalimat yang menasehatimu dan mengajakmu kepada kemuliaan atau mencegah dirimu dari kejahatan. المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

اذُ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابنَ,Sedangkan firman-Nya مَرْمَ اذْكُرُ بَعْمِي عَلَيْكَ وَعلى وَالدِّبَكَ إِذْ أَيْدَتُك بِرُوحِ الْقُدْسَ تُكْلِمُ النَّاسَ فِي النَّبِدِ وَكَبُلَا وَإِذْ عَلْمَتُكَ الْكَتَابَ وَالْحِكُمُةُ وَالْتُوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلَ (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai 'Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, (Q.5. Al-Maa-idah [5]: 110)

Maka, al-hikmah dalam ayat tersebut berarti ilmu yang benar yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang berguna, disertai pemahaman mengenai rahasia-rahasia apa yang dilakukannya. <sup>1</sup>

Dan firman-Nya, فَلِكَ مِنْ الْحِكْمَةِ (Q.S. Al-الله الله إلها الخَرْفَلْلَقَى فِي جَهْنَمُ مُلُومًا مُذْخُورًا Israa' [17]: 39) Maka, al-hikmah berarti mengenai Tuhan Yang Maha Haq (Allah) dan mengenal kebaikan untuk mengamalkannya.<sup>2</sup>

Firman-Nya, وَاذْكُرُوا بَعْمَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَالْحِكْمَةُ بِعِظْكُمْ بِهِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 231) Maka, al-hikmah berarti rahasia pentasyri'an hukum-hukum dan penjelasan tentang manfaat dan maslahat yang terkandung di dalamnya. <sup>3</sup>J

Firman-Nya, فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤِدْ جَالُوتْ وَءَائَادُ وَالْجَكَمَةُ وَعَلَّمُهُ مِمَا يَشَاءُ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 251) Maka, al-hikmah maksudnya ialah kenabian. Kepada Nabi Daud diturunkan Kitab Zabur. المحافظة عنواة وَيُورًا والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة man-Nya, يُؤن الْجِكْمَةُ مَنْ بِشَاءُ وَمَنْ يُؤْت الْجِكْمَةُ مَنْ بِشَاءُ وَمَنْ يُؤْت الْجَكْمَةُ الْكَابُاتِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 269) Maka, al-hikmah berarti ilmu yang bermanfaat, yang membekas dalam diri yang bersangkutan. Sehingga ilmu tersebut mengarahkan kehendak empunya untuk mengamalkan apa yang telah dianjurkan, yang hal ini akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 51

Adapun untuk kata *al-hukmu* mempunyai makna yang beraneka ragam, antara lain:

وهُو اللَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُو لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولَى وَالْأَجْرِةِ , Firman-Nya (1) [28]: [28]: وقد الخُكُمُ والَّبْهِ تُرْجَعُونَ [28]: وقد الخُكُمُ والَّذِيهِ تُرْجَعُونَ

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 76

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 3 juz 7 hlm. 230.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 331.

A. Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 film. 214.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 53

<sup>2.</sup> tbid, jilid 5 juz 15 hlm. 31

<sup>3.</sup> tbid, jilid 1 juz 2 hlm. 177.

<sup>4.</sup> *tbid*, jilid 1 juz 2 hlm. 220. 5. *tbid*, jilid 1 juz 3 hlm. 40.



- 70) Maka, al-<u>h</u>ukmu berarti ketetapan yang berlaku dalam segala sesuatu tanpa turut campur selain-Nya di dalamnya.<sup>11</sup>
- Firman-Nya, رَبِ مَبْ إِلِي حَكْمًا وَأَلْجِفْنِي بِالصَالِحِينَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 83) Maka, al-hukmu berarti pengetahuan tentang kebaikan dan pengamalannya.<sup>21</sup>
- 3) Firman-Nya, فَإِنْ زَلَاتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 209) Maka, al-hakiim: Yang menghukum orang yang berlaku jahat dan memberi pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik. الله عنها المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة
- 4) Firman-Nya, قَاصَيْرُ لِعَكُمْ رَبِّكُ وَلاَ تَعِلْعُ مِنْهُمْ مَاتِنَا أَوْ كَفُورًا. Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. (Q.S. Al-Insaan [76]: 24)

Maka <u>Hukmu rabbika</u> dalam ayat tersebut maksudnya ialah menunda menolongmu atas orang-orang kafir hingga waktu tertentu.<sup>4</sup>

5) Firman-Nya, هُوَمَب لِ رَبِّ حَكْنا: Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu. (Q.S. Asy-Syu'araa'; 26: 21)

Maka Hukman, dalam ayat tersebut, menurut A. Hassan, artinya "hukum", dan yang dimaksudkan ialah "agama". Maka untuk ayat ke 20, beliau mengartikan: Ketika aku lakukan pembunuhan itu aku dalam kesesatan, tidak tahu agama. <sup>5]</sup>

6) Firman-Nya, وَلَقَدَ ءَاتَئِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ وَالْعَكَمُ وَالنَّبُوّةَ. dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Isra'il Al-Kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian. (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 16)

Maka, Al-<u>H</u>ukma, ialah "keputusan di antara orang-orang yang bersengketa dalam kasus-kasus persengketaan. Karena mereka pernah menjadi raja-raja".<sup>6)</sup> Adapun الْخَكَّامُ الْمُاكُلُّةِ أَوْلِهُا اللهُ ialah hakim. Sebagaimana firman-Nya, وَنُدُلُوا مِهَا إِلَى الْخُكَّامِ لِتَأَكَّلُوا قَرِيقًا مِنْ أَفُوالِ النَّاسِ Dan kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 188)

Sedangkan Al-Hakiim, ialah salah satu dari sifat-sifat Allah. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الفحكية ialah Yang Melakukan pekerjaan-Nya sesuai dengan hikmah dan kebenaran. <sup>2</sup> Seperti firman-Nya: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 1)

## (حَلاَفٌ) <u>H</u>allaafun

Firman-Nya, وَلانَطِعَ كُلُ حَلاَفِهِ مَهِينٍ dan janganlah kamu ikut setiap *orang yang banyak sumpah* lagi hina. (Q.S. Al-Qalam [68]: 10)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-hilf adalah perjanjian antara kaum dan *al-muhaalafah* berarti al-mu'aahadah (saling mengadakan perjanjian). Dan dijadikan sebagai ketetapan yang padanya terdapat perjanjian. 3 Dan asal alhilf adalah sumpah yang diambil dari yang lain yang dengannya terdapat perjanjian kemudian dipergunakan untuk setiap sumpah.4 Perihal ayat di atas, hallaf berarti katsiiral halfi bilbaathil (banyak bersumpah secara batil).51 Imam Al-Mawardi menjelaskan makna-maknanya. antara lain, hallafin mahiin adalah al-kadzdzaab (pendusta), demikian kata Ibnu Abbas; kedua.

الله 1. Ibid, pilid 7 juz 20 him. 84; Dan خصن ralah sesuatu yang ditentukan hukumnya yang maknanya tidak dapat diterima akal, di antaranya sesuatu yang najis- (التيانة), yang terbagi menjadi dua macam, yaknı: najis haqiqi. seperti kencing, dan buang air besar, dan selann dari keduanya. Sedangkan najis yang hukmiy lalah sesuatu yang diwajibkan untuk berwudhu atau mandi besar (mandi jenabat).Lihat, Qal'ajiy, Mu'jom Lughatui-Fuqafao', him. 163.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juž 19 hlm. 73.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm, 113.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 173.

A. Hassan, Tofsir Al-Furgaan, catatan kaki no 2623, no 266 hlm.

Al-Maraghi, Op. Cit., plid 9 juz 25 hlm 149

<sup>7)</sup> Firman-Nya, وَلَكُ بِلَغَ أَشَدُهُ وَاسْتَوَى الْنَيْنَاهُ خَكُمًا وَعِلْمًا (Q.S. Al-Qashash [28]: 14) menurut imam Asy-Syaukani al-hukmu adalah al-hikmah yang terpakai secara umum, dengan makna antara lain: 1) pangkat kenabian (وَقِفُهُ فِي البَيْنِيُ), 2) pemahaman kepada agama (وَقِفُهُ فِي البَيْنِيُ), 3) mengetahui seluk beluk agamanya dan agama nenek moyangnya (الْعَلَمُ بِدِيْنَهُ وَدِيْنَ اَبَانِهِ). 1

<sup>1.</sup> Imam Asy-Syaukani, Fathul Qadiir, plid 4 hlm. 163.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, yilid 9 juz 27 hlm. 170.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 128

<sup>4.</sup> tbid.

<sup>5.</sup> Haatsiyatush-Shaqwiy 'alaq Tafsir Jalalain, juz 6 hlm. 223.

## ·•

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

dha'iiful qalbi (lemah hatinya); ketiga, yang bayak berbuat kejahatan, demikian kata Qatadah; keempat, yang mengekor kepada kebatilan (adzdzaliillul baathil), demikian kata Ibnu Syajarah; dan kemungkinan dapat dibawa kepada makna yang kelima, yakni orang yang dihinakan dengan dosa-dosa. Sedang, kata hallafin mahiin ditujukan kepada al-Akhnas bin Syariq, demikian kata AsSuday; kedua, ditujukan kepada Al-Aswad bin Abdu Yaghuts, demikian kata Qatadah; ketiga, ditujukan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah yang menyodorkan harta kekayaannya kepada Nabi saw. dan bersumpah untuk memberikannya jika beliau saw. rela meninggalkan agamanya, demikian kata Muqatil. 11

## (حَلَقَ) <u>H</u>alaqa

وَلاَ تَخَلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلَغَ Firman-Nya, وَلاَ يَخْلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ dan jangan kamu mencukur.: الْيُمَدِّيُ مَجِلُهُ ....dkepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 196)

#### Keterangan

Al-Halqu adalah anggota badan yang telah kita ketahui (yakni, kerongkongan), dan halaqahu berarti memotong kerongkongannya kemudian difungsikan sebagai kata kerja (fi'il) untuk arti mencukur rambut. Dikatakan halaqa sya'rahu (ia mencukur rambutnya).<sup>2]</sup>

## (الْحُلْقُوْم) Al-<u>H</u>ulquum

Al-<u>H</u>ulquum: Kerongkongan. Sebagaimana firman-Nya, قَانَوْلا إِذَا بَلَغْتِ الْحُلَقُومَ: maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 83)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa خَلَفَوْمَ dan خَلَقُوْمَ, yakni rongga setelah mulut yang di dalamnya menjadi akhir rongga mulut dan rongga hidung, di antaranya dimulai ar-raghaamay (hidung, rongga udara) dan al-marii-u (tempat masuk mengalirnya makanan). التراجية

#### (خَلُّ) Halla

Berikut makna kata <u>halla</u> dan perubahan lafaz-lafaznya yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Yahlil, berarti "menimpa", misalnya: وَلاَ نَطْعُواْ وَلَانَ يُخْلِلُ عَلَيْكُمْ غَضَي وَمَنْ يَخْلِلُ (Q.S. Thaaha [20]: 81) Maka, Fa-yaḥillu 'alaikum ghadhabii, maksudnya maka kemurkaanku pasti menimpa kalian.<sup>11</sup> Sebagaimana dikatakan, خَلُّ عَضَتْ وَلاَ عَلَيْكُمْ وَاللهِ (menimpa).<sup>21</sup> Begitu juga Firman-Nya, مَثَلُ النَّاسِ atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu.... (Q.S. Thaaha[20]: 86)
- Taḥillah, berarti "terbebas", misalnya: قَدْ
   Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpah. (Q.S. At-Tahrim [66]: 2)

Menurut Ar-Raghib, asal Al-<u>H</u>allu adalah <u>h</u>allul 'uqdah (membebaskan ikatan, belenggu); Maka, tahillah berarti aqad sumpah yang berupa kafarah yang membebaskan kamu.<sup>3</sup>

- 3) Wahlul, berarti "lancar", misalnya: وَاخْلُنْ غَفْدَة واخْلُنْ غَفْدة, (Q.S. Thaaha [20]: 27) maksudnya, lepaskanlah pintalan dan ganjalan yang ada pada lisanku, agar orang-orang tidak meremehkanku, tidak lari dariku dan mendengarkan pembicaraanku. 41
- 4) <u>Hillun</u>, berarti "mendiami", misalnya: وَأَنْتِ (Q.S. Al-Balad [90]: 2) Yakni, حِنْ هِذَا الْبَلْدِ berarti مُلَانٌ خَلُ (boleh). Seperti dikatakan: مُلانٌ خَلُ (yang boleh bermukim di مِيْلِادٍ كُذَا dalamnya). أَعْفِيْمٌ فَيْهِ (yang boleh bermukim di dalamnya).

Maksudnya, engkau (Muhammad saw.) dalam keadaan boleh bermukim dan menetap di kota ini. Seolah-olah kebolehannya ini merupakan salah satu penyebab dimuliakannya kota ini (Mekah)-karena Rasulullah bermukim di sana. Maka suatu tempat akan menjadi terkenal dan terhormat oleh sebab kondisi manusia yang mendiaminya.<sup>61</sup>

<sup>1.</sup> Lihat, An-Nukoto wat 'Uyuun Tofsir Al-Mowordi , juz 6 hlm. 63; lihat juga, catatan kaki <u>Hootsiyotush-Shoowiy 'oloo Tofsir Joldlain ,</u> juz 6 hlm. 223.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, him. 128.

<sup>3.</sup> Qal'ajiy, Mu'jom Lughotul Fuqahoa', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 134.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ha' hlm. 193.

Ar-Raghib, Op. Crt., hlm. 128.

<sup>4.</sup> Tofsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 104.

Mu'jom Al-wosiith, juz 1 bab ho' him. 194.
 Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 him. 155.



Adapun مَجِنَّى artinya tempat penyembelihan. أَنْ الْمُعَافُوا زَنُوسَكُمْ حُتَّى dan jangan kamu mencukur ... نَيْلُغُ الْيُلْثِي مَجِلُهُ الْهُلِثِي مَجِلُهُ ...dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 196)

#### (حَلاَئلُ) <u>H</u>alaa-ilu

Halaa-ilu: Menantu. Sebagaimana firman-Nya, نَخَلَابَلُ أَبُنَائِكُمُ النَّذِينَ مِنْ أَصَالَابُكُمُ الْفَيْنِ مِنْ أَصَالَابُكُمُ : Istri-istri anak kandungmu (menantu). (Q.S. An-Nisa' [4]: 22)

## (اَلْحَلاَلُ) Al-<u>H</u>alaalu

Firman-Nya, ولأتفولُوا بالنصفُ أَلْسِنْتُكُمْ الْكَبْبِ مِنَا الْبَينِ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْكَبْبِ إِنَّ الْبَينِ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْكَبْبِ الْمُلْعُونَ عَلَى اللهِ الْكَبْبِ الْمُلْعُونَ عَلَى اللهِ (الْكَبْبِ الْمُلْعُونَ): dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebut lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (Q.S. An-Nahl [16]: 116)

Keterangan

Didalam Mu'jam disebutkan bahwa خَلُ الشَّيِيَ , yakni صَارَمُبَاحًا (sesuatu itu menjadi boleh, dibolehkan). dan isim fa'ilnya adalah حَلُ وَخَلالًا . عَلَيْ وَخَلالٌ (boleh dinikahinya). خَلْ الْمُرَاةُ Baca haraam.

Halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, dan haram adalah apa-apa yang diharamkan Allah. Sedang dalam lapangan adat terdapat kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعَادَةِ لِلْإِبَاحَةِ الأَمَا ذَلَ ذَلِيلٌ عَلَى تَحْرِثِمِهِ "Asalsesuatudi dalamurusanadat kebiasaan menunjukkan kebolehannya(halal) kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Berikut ini beberapa contoh kata halal dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata uhilla dengan obyek halalnya sesuatu, di antaranya:

 Tentang ath-thayyibaat (hal-hal yang baik), diantaranya: a) makanan hasil buruan anjing yang disebut nama Allah saat melepasnya; b) makanan sembelihan ahli kitab; c) mengawini ahli kitab. Sebagaimana bunyi ayat: يستلونك  Tentang bercampur laki-istri di malam hari di bulan Ramadan: أُجِلُ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِيَامِ الرَّفْثُ إِلَى يَسَابِكُمْ
 Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 187)

## (الْحُلُمُ) Al-<u>H</u>ulumu

Firman-Nya, بَالَيْهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكُمْ الْلَائِمَ مَلْكُمُ الْلاَثُ مَرَاتٍ Hai orangorang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orangorang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari).... (Q.S. An-Nuur [24]: 59)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa dengan didhammahkan lam-nya, artinya الخلة וּצׁיִּנּעׁבְּ, artinya mimpi. Sedangkan al-hilmu (dengan kasrah "ha"-nya) artinya; al-anatu wal-'aglu, yakni berakal, sebagaimana perkataan anda, haluma al-rajulu (bila laki-laki tersebut berakal). Di dalam Kamus disebutkan, bahwa al-hulmu (dengan dhammah "ha"-nya) dan alhulumu (dengan dhammah "ha" dan "lam"al-ra'yu, yakni pikiran, akal, nya) adalah yang bentuk jamaknya adalah ahlaamun. Maka wa haluma bihi, berarti ra'a lahu ra'yan, ia benar-benar bermimpi. Sedangkan untuk lafadz al-hulmu (dengan dhammah "ba"-nya dan alihtilaamu artinya al-jima'u fi al-naumi (bermimpi melakukan senggama di saat tidur).

Ar-Raghib mengatakan, bahwa al-hulmu adalah masa baligh (zamaanul-bulugh), dinamakan demikian karena pelakunya memiliki benteng karena kedewasaannya dan juga memiliki kemantapan hati, lalu disertai dengan kemampuannya menahan nafsu dari melakukan pekerjaan hina.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 108.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ha' hlm. 193

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

•

Maka al-hulumu adalah mimpi bersenggama di kala tidur yang disebut dengan al-ihtilaamu. Maka penggunakan kata tersebut di dalam Al-Qur'an merupakan bentuk kinayah, yakni menghadirkan makna lain yang halus dari makna yang sebenarnya. <sup>1</sup>

### Haliimun (حَلِيْمٌ)

<u>Haliimun</u> adalah salah satu dari asma Allah yang artinya "Yang Maha Penyantun".

Sedangkan firman-Nya, وَمَا كَانَ اسْتِعَفَازَا إِبْرَاهِيمَ لِأَبْيهِ. Pan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. (Q.S. At-Taubah [9]: 114)

Maka, Al-haliim di dalam ayat tersebut maksudnya orang yang tidak bisa dipengaruhi marahnya, sehingga mengancam orang lain. Juga tidak bisa dipengaruhi kurang akalnya, sehingga bertindak secara ngawur. Juga tidak dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya, sehingga melakukan perbuatan yang rendah nilainya. Orang yang seperti ini pasti menjadi orang yang sabar, pemaaf, berhati-hati dalam segala hal dan tidak tergesa-gesa ketika suka atau duka. <sup>21</sup>

## (حلْيَةٌ) <u>H</u>ilyatun

Firman-Nya, اوَتَسْتَغَرِّجُوا مِنْهُ جَلْيَةُ تَلْبَسُونَا dan kamu mengeluarkan dari lautan itu *perhiasan* yang kamu pakai. (Q.S. An-Nahl [16]: 14) Keterangan

Dikatakan: خنّی الْجَارِيّة (menjadikan perhiasan untuk dipakainya, memakaikan perhiasan itu kepadanya).<sup>3)</sup>

Adapun آفني (dengan di*dhammah*kan dan di*tasydid*) adalah kata jamak dari خنيُ (dengan di*fathah*kan dan di*tahfif*), artinya "perhiasan". ¶ Seperti firman-Nya, أَوْمَنْ يُنْشَأُ فِي الْجِلَيْةِ: Apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan *berperhiasan*. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 18)

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa أَلْفَلَىٰ adalah sesuatu yang dengannya dijadikan hiasan yang didesain dari barang-barang tambang (emas, perak) atau dari bebatuan, dan jamaknya وَاتُفَدُ قَوْمُ مُوسِى مِنْ نِقْدِهِ مِنْ Seperti firman-Nya: وَاتُفَدُ قَوْمُ مُوسِى مِنْ نِقْدِهِ مِنْ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 143)

#### Haam mim (حم)

<u>Haam mim</u>: Huruf-huruf yang terpotongpotong (Akhraaful-Muqaththa-ah).

## (حَمَثُهُ Hama-atun (حَمَثُهُ

Firman-Nya, عَيْنُ حَمِئَةٌ: Laut yang berlumpur hitam. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 86).

Keterangan

Bahwa عننة adalah bentuk jamak dari مننة, yakni tanah yang berubah menjadi hitam karena dekat dengan air. Atau Lumpur hitam (ath-thiinul aswaad).<sup>21</sup>

## (حَمِدَ) <u>H</u>amida

Firman-Nya, الركتابُ إليك لِلْخُرِج النَّامَن مِن Alif, laam الطَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِلَىٰ رَبِّمَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيرَ الْحَمِيدِ ...
Raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Q.S. Ibrahim [14]: 1)

### Keterangan

Al-Hamiid (انفينة) ialah Yang Maha Terpuji, dengan pujian-Nya terhadap diri-Nya sendiri secara azali dan pujian hamba terhadap-Nya untuk selama-lamanya. الفنة adalah kata yang mengandung makna pujian, baik yang mengandung balasan kenikmatan atau mewujudkan kenikmatan itu sendiri. Syukur adalah upaya membalas kenikmatan, maka al-hamdu penggunaannya hanya secara lisan.

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkom, jilid 2 him. 202; Mu'jam Mufradot Alfaozhii Qur'an, hlm. 129.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 35.

<sup>3</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ha' him. 195.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 67.

 $<sup>1~\</sup>textit{Mu'jom Al-Wosiith}, juz 1 bab <math display="inline">\underline{h}a'$ hlm. 195.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm.20

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 123

## --

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedang syukur, penggunaannya lebih luas dari hanya sekadar tisan. 17

Adapun firman-Nya, وَسَبِعُ بِعَنْدِهِ (Q.S. Al-Furqaan [25]: 58), maka ba' dalam bi-hamdihi dengan makna mulaamasah (menyentuh, meraba), sebagaimana pendapat para mufasir. Yakni, menyifati Allah dengan kelengkapan dan kesempurnaan. Sedangkan makna al-hamdulillaah adalah segala kesempurnaan secara tetap ditujukan kepada Allah.<sup>2</sup>]

### (الْجِمَارُ) Al-<u>H</u>imaaru

Firman-Nya, إِنَّ أَتْكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْعَبِيرِ Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqman [31]: 19)

Keterangan

Al-himaar adalah nama sebuah hewan sebagaimana yang kita kenal, dan bentuk jamaknya adalah منيز وَاخْمَرَهُ وَخْمُرُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ Bahwasanya teriakan/kerasnya suara segala sesuatu merupakan bentuk tasbih kepada Allah Ta'ala kecuali khimar (keledai). المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا

## (حَمَلَ) <u>H</u>amala

Firman-Nya, مثل النَّوْرَاةَ لَمْ لَمْ يَعْمِلُوهَا بَعْوِلَ أَسْقَارًا بَعْمِلُ الْبَعْرَادِ يَعْمِلُ أَسْقَارًا perumpamaan orangorang yang dipikulkan Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 5)

#### Keterangan

Lam yahmiluuhaa pada ayat tersebut ialah mereka tidak mengamalkannya dan tidak pula memanfaatkannya, meskipun banyak isinya. <sup>5]</sup> Ar-Raghib menjelaskan bahwa al-hamlu mempunyai makna satu saja namun banyak sekali penggunaan dalam pemaparannya, lalu disamakan dari antara lafaznya dalam kata kerja (fi'il) dan dibedakan pula dari sekian banyak makna dalam hal asalnya (masdar), maka tentang beban yang berada di belakang seperti sesuatu yang berada di atas

punggung dinamakan <u>himlun</u>. Sedang beban yang berada di dalam batin adalah dengan nama <u>hamlun</u> seperti anak yang ada di dalam perut dan air yang berada di awan (mendung) dan buah yang berada di pepohonan diserupakan dengan hamil (kandungan) yang dilakukan oleh kaum wanita.<sup>1</sup>)

Berikut makna <u>hamala</u> yang tertera di sejumlah ayat:

1) Hamala berarti "melekat", misalnya: حَرُثْنَا عَلَيْمَ الْمُعَالِمُ اللهِ ....Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 146)

Maka, Ḥamalat zhuhuuruha dalam ayat tersebut berarti melekat di punggung binatang. المنافقة والمنافقة المنافقة 
Maka Hamalat di dalam ayat tersebut ialah perempuan yang melekat padanya, di sini yang dimaksud adalah bunting. Adapun al-haml (huruf ha' difathahkan) itu sendiri adalah apa yang melekat dalam perut atau pada pohon. Sedang al-himl (huruf ha' dikasrahkan) adalah apa yang melekat pada punggung dan semisalnya.<sup>3]</sup>

2) <u>Hamala</u> berarti "membawa", misalnya: بَوْمَوْزَانُهُ حَمَّالُهُ الْخَطْبِ Dan begitu (pula) istrinya, pembawa kayu bakar. (Q.S. Al-Lahab [111]: 4) Maka, <u>Hammaalatal-hathab</u>, "pembawa kayu bakar" adalah kalimat yang ditujukan kepada orangnya, istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil binti Harb, saudara perempuan Abu Sofyan, sedangkan خَمَالُهُ الْخَطْبِ dinasabkan membawa kepada makna (asy-syatamu wa adz-dzammu).4

<sup>1.</sup> Kitob At-Tashil, juz 1 hlm. 18.

<sup>2.</sup> Haasiyatush-Shawiy 'ala Tafsir Jalalain, juz 4 hlm. 330

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, him. 131.

<sup>4.</sup> Haasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalalain , juz 5 hlm. 12.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi jilid 10 juz 29 hlm.

<sup>1.</sup> Mu'jom Mufradot Alfaazhil Qur'on, hlm. 131; Lihat, Lisoanul 'Arab, pild 11 hlm. 174 maddah  $J_{e^\pm}$ 

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm 57.

<sup>3.</sup> Ibid, pilid 3 juz 9 hlm. 138.

<sup>4.</sup> Abu Su'ud, Al-Qadhi Al-Qudhat Mohammad Al-'Amaadiy Al-Hanafiy, *Tofsir Abu Su'ud*, tahqiiq: Abdul Qadir Ahmad 'Atha, juz 5 nlm. 588,

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



3) <u>Hamala</u> berarti "menghalau", misalnya: كَمْشُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِنَ عَلَيْهِ بِلَيْثُ أَوْ تَرْكُهُ يَلَهُدُ ...seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 176)

Tahmilu 'alaihi dalam ayat tersebut maksudnya ialah kamu berlaku keras terhadapnya dan menghalaunya.1

4) <u>Hamala</u> berarti "mengangkut", misalnya: وَلَقَنْ Dan sesungguhnya كُرُمْنَا بِنِيءَ ادْمُ وَحَمْلْنَاهُمْ فِي الْبِرَوَالْبَخْرِ telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,... (Q.S. Al-Israa' [17]: 70)

Dikatakan, *Hamaltahu 'alaa farsin:* kamu memberi kuda kepadanya supaya dia kendarai.<sup>2</sup>

5) <u>Hamala</u> berarti "menjaga", misalnya: وَنِقِيَةُ كُوْسَى وَمَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْكَائِكَةُ ...dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 238)

Perihal ayat tersebut imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *Tahmilu* artinya dijaga(*tahrisuhu*). Menurut kebiasaan orang Arab, memelihara sesuatu di tengah jalan dikatakan sebagai menjaga orang yang membawanya, sekalipun pada kenyataanya yang membawa sesuatu itu bukanlah dia. Sedang yang dijaga di sini ialah Tabut. <sup>31</sup>

## (حَمُوْلَةً) <u>H</u>amuulatun

<u>Hamuulatun</u> adalah unta atau sapi besar yang telah kuat dimuati beban. <sup>4</sup> Lihat, (Q.S. Al-An'aam [6]: 142)

## (الْحَمِيْمُ) Al-Hamiimu

Firman-Nya, ولا صديق خميم: dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 101)

Keterangan

Al-<u>H</u>amilmu (الْعَبِيّة) adalah orang yang kepentingannya<sup>5</sup>l sama dengan kepentinganmu. Atau <u>Hamiimun</u> berarti kerabat yang mengasihi. المجافزة فاهنا حبيم Sebagaimana firman-Nya, غَلْيُسَ لَهُ الْبُورَةِ هَاهُنَا حَبِيمُ Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 35)

## (حَامِيَةٌ) Haamiyah

Firman-Ñya, نَصَلَى نارًا حامِيَةُ: memasuki api yang sangat panas (neraka), (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 4)

Keterangan

Haamiyah: panas sekali. Diambil dari perkataan mereka: خامِنِتِ الثَّارُ, yang artinya apabila panasnya telah mencapai puncaknya. <sup>21</sup> Sedangkan yuhma 'alaiha yang tertera di dalam firman-Nya, نَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِحَيْنَامُ فَتُكُوى بِهَا جِنَاهُمْ وَجُنُونِيَّامُ (Q.S. At-Taubah [9]: 35) api yang menyala membakarnya hingga sama-sama menjadi api. <sup>31</sup>

Firman-Nya, وَطَانُ مِنْ يَحْمُومِ: Dan dalam naungan asap yang hitam. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 43)

Maka الْيَعْمُونَة, adalah asap hitam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan Ibnu Zaid: لا بارة ولا كونة (ayat ke 44), maksudnya, naungan itu tidak sejuk seperti halnya naungan-naungan lainnya, dan tidak bisa menolak sengatan panas bagi orang yang berlindung kepadanya.

## (حَمِيَّةُ) <u>H</u>amiyyatun

Firman-Nya, إِذْ جَعَلَ النَّبِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعَمِيَّةُ Etika orang-orang kafir menanam-kan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah. (Q.S. Al-Fath [48]: 26)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الفيغة:
Keangkuhan. Orang mengatakan, hamaitu min kadza hamiyyatun, artinya saya jijik terhadap hal seperti ini dan merasa tercela. Sedang yang dimaksud adalah bergejolaknya kekuatan amarah (ghadhab). Adapun hamiyyatal-jahiliyyah, artinya keangkuhan yang tidak pada tempatnya dan tidak didukung dalil maupun bukti. 51

## (حَنَثَ) <u>H</u>anatsa

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 3 juz 9 hlm. 106.

<sup>2.</sup> Ibid, jdid 5 juz 15 hlm. 73.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 220.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 49. 5. Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 86.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 58.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 130.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 4 paz 10 hlm. 106.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 9 juz 27 hlm. 140 5. *Ibid*, jilid 9 juz 26 hlm. 108.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. (Q.S. Shaad [38]: 44)

Firman-Nya, وْكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْجَنْبُ الْعَظِيمِ Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa besar. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 46)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْعَفْلِيْمِ i ialah dosa besar. Yakni, menyekutukan Allah dan menjadikan patung-patung serta berhala-berhala sebagai Tuhan selain Allah. <sup>11</sup> Al-Wahidi mengatakan bahwa ahli tafsir berkata: yang dimaksud dengan hintsil-'azhiim ialah asysyirku (syirik). Yakni, mereka tidak bertaubat dari perbuatan syirik.<sup>21</sup>

## (الحَنَاجِيْرُ) Al-<u>H</u>anaajiru

Fírman-Nya, وَإِذْ وَاعْتِ الْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke kerongkongan. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 10)

Keterangan

<u>H</u>anaajir, jamak dari خنَجَرَة atau خَنَجَرَة Baik lafaz maupun maknanya sama dengan خَلَقَ (kerongkongan), yaitu daging antara kepada dengan leher.<sup>3</sup>)

Kerongkongan disebutkan dalam ayat tersebut menggambarkan tentang kesedihan, karena sesak hatinya. Sesaknya hati hingga ke kerongkongan menyebabkan hilangnya pandangan saat Kiamat. Peristiwa tersebut dinyatakan juga di dalam firman-Nya, وأَنْذَرُهُمْ يَوْمُ الْأَوْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat (hari Kiamat yaitu) ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 18)

## (حَنِذٌ) Hanidzun

Firman-Nya, ثَمْنَا لَيْتُ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَلِيدٍ maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. (Q.S. Huud [11]: 69)

1. Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 140.

3. Tafsır Al-Maroghi, jilid 8 Juz 24 hlm. 56.

Keterangan

<u>H</u>aniidz maksudnya dipanggang dengan batu-batu panas.<sup>1)</sup>

### (حَنيفًا) <u>H</u>anifaan

Firman-Nya, فَانَ بَنَ مِلْهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia(ibrahim) dari golongan orang musyrik. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 135)

Keterangan

Makna آلَغَيْنَهُ menurut lughat adalah الْعَيْنَةُ (miring, condong). dan maknanya bahwa Ibrahim condong ke agama Allah, agama Islam.

Adapun kata آلخينك , terambil dari perkataan mereka: رجَالٌ أَخَلَفَ وَرَجَالٌ خُلَقَاءٌ, yakni yang masing-masing dari telapak kakinya miring kepada yang lainnya dengan merapatkan (mencengkramkan) jari-jemarinya. 

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Haniifan, berasal dari al-haniif yang artinya "Allah dalam diri manusia", yakni adanya kemauan menerima kebenaran dan persiapkan untuk menemukannya.

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa menurut Abu 'Ubaidah orang yang berada di agama Ibrahim a.s. adalah haniif. Sedangkan orangorang yang menyembah berhala pada zaman jahiliyyah mengatakan: bahwa sebutan <u>h</u>unafaa' على) .adalah yang memegang syariat Ibrahim a.s دين إبراهيم), maka ketika Islam datang mereka menyebut orang muslim dengan haniif. Menurut Al-Ahfasy, al-haniif adalah orang muslim (اللسلم). Sedang pada masa jahiliyah dikatakan orang yang berkhitan, melaksanakan ritual haji disebut haniif karena orang Arab pada jaman jahiliyah tidak memegang teguh sesuatupun dari ajaran Ibrahim selain khitan dan menjalankan haji. Maka setiap yang berkhitan dan melaksanakan ibadah haji disebutnya *haniif*, maka di saat Islam datang berlakulah al-haniifiyyah (orang-orang yang condong kepada ajaran Ibrahim a.s.).49

3. Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 45.

<sup>2.</sup> Fothul Qadur jliid 5 hlm 154; Az-Zamakhsyari menjelaskan: خنت نه yakni نفية في الجنت yakni يقبله حنك (jatuh di dalam sumpah). Dan bentuk majaznya ialah anak yang telah melakukan perbuatan dosa, yang dari ayat di atas dipinjam dari hantsa al-haonits, yakni yang hilang kebaikannya. Lihat, Asasul Baloaghoh, hlm. 144.

<sup>1.</sup> *Tafsır Al-Maraghi* jilid 4 juz 12 hlm. 58; dikatakan: حنذ اللهم, apabila terkelupas oleh panasnya batu. *Asaasul Balaaghah,* hlm. 144.

ون نے Libnu Manzhur, Lisaanul 'Araab, jilid 9 hlm 57 maddah عن نے

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 9 him. 57 maddah وزين di antara orang-orang Arab yang masih teguh memegang agama Ibrahim, honiif, jalah: Waragah bin Naufal, Utsman Ibnu Huwairits, Abdullah ibnu Jahsy.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

Kata Haniif yang tertera di dalam Al-Qur'an tidak ditujukan selain kepada Ibrahim a.s. Dan hunafaa' (orang-orang yang hanif) adalah mereka yang beragama dengan lurus (diinul qayyim), yang di antara karakternya adalah mereka yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Sejumlah ayat yang memuatnya, antara lain:

- 1) Firman-Nya, افَلُ صَنَقَ اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا لَكُ مَنْ النَّسْرِينَ لا نَامُ اللَّهُ عَالَى مِنَ النَّسْرِينَ : Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 95)
- 2) Firman-Nya, وَمَنْ أَحْسَنُ مِينًا مِمْنُ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لِلْهِ وَمْو الْمَالِمَ مِنْنَا مِنْ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لِلْهِ وَمُو الْمِنْمَ حَبْيقًا dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? (Q.S. An-Nisa' [4]: 124) (Q.S. Al-An'am [6]: 162)
- 3) Firman-Nya, خَنْفَاء وَيْفِيعُوا الصَّارَةُ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةُ وَذَٰلِكَ . Dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itu agama yang lurus. (Q.S. Al-Bayyinah[ 98]: 5)(Q.S. Al-Hajj; 22: 31)
- 4) Firman-Nya, لِنَذِينَ خَبِيقًا Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). (Q.S. Ar-Ruum [30]: 30)

#### (حَنْكَ) <u>H</u>anakun

Firman-Nya, إِنْ يَوْمِ الْمُهَامُةِ لِاحْتَبَكُنْ ذُرْتَتُهُ إِلاَ Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari Kiamat, niscaya benarbenar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil. (Q.S. Al-Israa' [17]: 62)

#### Keterangan

المنفقيكيّ adalah berasal dari kata خنك الدائة و اختنكيا. Dia menjadikan pada bagian bawah dari pangkal dagu binatang itu tali untuk menyeretnya, seolah-olah iblis menguasai anak cucu Adam, sebagaimana seorang penunggang kuda menguasai kudanya dengan tali kekangnya.<sup>1]</sup>

### (حَنَانًا) <u>H</u>anaanan

Firman-Nya, وَحَنَانًا مِنْ لَدُنًا: dan *Rasa belas* kasihan yang mendalam dari sisi Kami. (Q.S. Maryam [19]: 13)

Keterangan

Hanaanan adalah kasih sayang kepada manusia.<sup>2)</sup> Dikatakan: خَاتَبَ الْزَاةُ وَ الْنَافَةُ لِوَلِيهَا (perempuan dan unta itu mengasihi anaknya), dan terkadang bentuk kasih-sayang itu disertai dengan suara (bunyi-bunyian), yang dengannya menunjukkan kepada perasaan sayangnya.<sup>3)</sup>

#### (خُنَيْن) <u>H</u>unain

Hunain (خَنَىُ): sebuah tembah terletak sejauh tiga mit dari Thaif. Perangnya disebut perang Authas dan perang Hawazin. <sup>4</sup> Pada peperangan ini Nabi mempersiapkan pasukannya berjumlah 12. 000 personel; peperangan ini menghadapi kabilah Arab yang paling berani dan paling kuat, suku Hawazin dan Tsaqif; dan tembah Hunain dijadikan tempat yang strategis oleh kedua suku tersebut untuk menyergap tentara Muslim. <sup>5</sup> (Q.S. At-Taubah [9]: 25)

## (حَوْماً) <u>H</u>auban

Firman-Nya, وَلاَ نَمُوالِكُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ إِنْهُ كَانَ خُوبًا ...dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) adalah dosa yang besar. (Q.S. An-Nisa' [4]: 2)

#### Keterangan

Al-<u>H</u>uub artinya dosa (al-itsmu). Al-Huub pada ayat tersebut adalah terambil darinya. Diriwayatkan oleh Thalaq Ummi Ayyub dengan kata خَوْبٌ (kesukaran), dan dinamakan demikian karena keadaannya yang terhalangi, terambil dari ucapan mereka, خَوْبٌ وَ حَوْبٌ وَ حِيَابَة . Dan asalnya ialah <u>h</u>awaba (حَوْبٌ) untuk merintangi

Zaid Ibnu 'Umar, Quss Ibnu Sa'idah, Aktsam ibnu Shaifiy, dan 'Umayyah ibnu Abi Shalt.

Di antara penyelewengan agama hanif kepada penyembahan berhala, pengikut agama hanif, Zaid Ibnu 'Umar pernah mengatakan: "Wahoi kaum Quraisy, Demi orang yang berkuoso atosku, tak ada lagi di antara kamu yang masih berpegang kepada agama Ibrahim selam dari pada aku".
Lihat Prof. Dr., Sya'labi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, penerjemah. Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya, jilid 1 hlm. 57, cetakan. Ke- 6, jumadil Awal 1424 H/ Juli 203 M. Pustaka Al-Husna Baru-Jakarta.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm 68.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 38.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 132

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 4 juz 10 hlm. 85.

Depag, Al-Qur'on Dan Terjemohnyo, Mugaddimah, hlm. 70.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



unta, dan fulaanun yata<u>h</u>awwabu min kadzaa, maksudnya berbuat dosa (yata-assam).<sup>1</sup>

## (الْحَوْتُ) Al-<u>H</u>autu

Firman-Nya, إِذْ يَغْنُونَ فِي السَّبُتِ إِذْ تَأْتِهِمْ جِينَاتُهُمْ (Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan laut. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 162)

Keterangan

Al-<u>H</u>aut, ialah ikan besar (as-samakul 'azhiim). Dikatakan خواوني أمارة, yakni terperangkap oleh bujukan ikan (raawaghani muraaghatal-<u>h</u>aut). <sup>23</sup> Al-Haut pada ayat tersebut berkenaan dengan godaan terhadap kaum Yahudi yang melalaikan peribadatannya pada hari Sabtu.

## (خَاجِةٌ) <u>H</u>aajatun

Firman-Nya, وَحَاجُهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُعَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ adan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata: "Apakah kamu hendak membantah tentang aku, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku". (Q.S. Al-An'am [6]: 80)

Keterangan

Imam al-Maraghi menjelaskan bahwa adalah perdebatan dan saling mengungguli dalam menegakkan hujjah. Hujjah kadang-kadang diartikan sesuatu yang digunakan oleh salah satu di antara dua pihak yang berbantah untuk mengulur-ulur pembicaraan dalam menetapkan dakwaan atau menyangkal dakwaan lawan bicara. Dengan pengertian ini hujjah dibagi dua, yakni, hujjah membatalkan yang digunakan untuk menetapkan yang haq, dan hujjah membantah yang digunakan untuk mengaburkan kebatilan. Mereka menamakan hujjah yang kedua dengan syubhat. <sup>31</sup>

#### (حَوْذ) Haudzun

Firman-Nya, وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُ قَالُوا أَلَمْ dan jika orang-orang kafir mendapat :نَسْتَعُودُ عَلَيْكُمْ keuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu?" (Q.S. An-Nisa' [4]: 141)

#### Keterangan

ا إَسْتَعْوَدُ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa إِسْتَعُودُ Adalah menguasai sesuatu, dapat menundukkannya, atau bertindak terhadapnya. <sup>1]</sup>

#### (خَارَ) <u>H</u>aara

Firman-Nya, إِنَّهُ طَنَّ أَنْ لَنْ يَحُوز; Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali. (Q.S. Al-Insyiqaaq [84]: 14).

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa يَحُوز artinya "kembali". Seorang penyair bernama Lubaid mengatakan:

وَمَا الْمُرَءُ إِلاَ كَااِشْهَابِ وَضِوْنُهُ

## يَخُونُ رُمَّاداً بَعْدَ اذْ هُو سَاطِعٌ

"Perihal sesorang itu bagakan cahaya bintang, la akan kembali sirna manakala siang datang".<sup>2</sup>

Selanjutnya, beliau menyatakan, bahwa ayat tersebut mengandung isyarat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tunduk terhadap hawa nafsunya dan memburu kelezatan duniawi. Maka pantaslah kalau mereka berkeyakinan tidak akan dibangkitkan lagi dan tidak juga menjalani perhitungan amal setelah saat kematian. <sup>3</sup>

#### (خَاوَرَ) Haawara

Firman-Nya, فَالْ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ أَكَفَرَتَ بِالَّذِي Kawannya : خَلَقْكَ مِنْ نَرَابٍ ثُمْ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمُ سَوَاكَ رَجُلًا (yang mukmin) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya: Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? (Q.S. Al-Kahfi [18]: 37)

Keterangan

Yuhaawiru ialah bersoal jawab dengannya dan bolak-balik dengannya, dengan memberi nasehat dan ajakan supaya beriman kepada Allah dan hari kebangkitan.<sup>4</sup>]

## (ٱلْحَوَارِّنُوْنَ) Al-<u>H</u>awaariyyun

Al-<u>H</u>awaariyyun adalah kata jamak dari yakni orang yang ikhlas kecintaannya, خوارئ

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'on, hlm. 133.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfazhil Qur'an, hlm. 134

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 172.

<sup>1.</sup> Ibid, µlid 2 juz 5 hlm. 186; lihət juga, Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an. 134

<sup>2.</sup> *ibid*, jilid 10 juž 30 hlm. 88.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 92.





baik dalam keadaan sembunyi maupun terangterangan. Dan <u>h</u>awaariyyul-anbiyaa' ialah orangorang yang ikhlas mencintai para nabi. <sup>11</sup> Dan الفؤاؤؤة adalah al-ghassaaluun, bahasa Nabthi, yang asalnya مناوي (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 112)

#### (خُوْرٌ) <u>H</u>uurun

Firman-Nya, ترزُوْجَنَاهُمْ بِعُورٍ عِينِ, ...Kami kawinkan mereka dengan *bidadari-bidadari yang cantik* bermata jeli. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 20)

#### Keterangan

التفوز adalah kata jamak dari خَوْرَاءٌ, artinya 'bidadari'. Sedang خَوْرَاءٌ, artinya kehitaman bola mata. Adapun أنَّ عَنْ , yang artinya "mata". Yang dimaksud خُوْرِ العِبْنِ di sini, adalah 'wanita yang bermata lebar'. <sup>3]</sup>

### إِخَارُانٌ) Hairaanun

Firman-Nya, الَّذِي اسْتَهْوَنُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ Orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan. (Q.S. Al-An'am [6]: 71)

#### Keterangan

Adalah perumpamaan orang-orang yang kembali ke belakang (sesat) setelah diberi petunjuk oleh Allah. *Hiiraanun* ialah bingung dan sesat dari jalan lurus, sehingga tidak mengetahui apa yang diperbuat.<sup>4)</sup>

#### (خَاشَ) <u>H</u>aasya

Firman-Nya, خَائِنَ لِلَّهِ مَا مَنَا يَشْرَا Adha Sempurna Allah, ini bukanlah manusia. (Q.S. Yusuf [12]: 31)

#### Keterangan

Haasya lillaah maksudnya bu'dan (jauhkanlah). Abu Ubaidah mengatakan bahwa ia adalah tanzih (penyucian) dan pengecualian. <sup>51</sup> Haasya adalah sesuatu yang nyata yang tadinya tersembunyi. <sup>61</sup> Abu Su'ud menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa <u>haasya lillaah</u> adalah bentuk penyucian dari Allah Swt. dari sifat-sifat yang kurang dan kelemahan yang fungsinya sebagai

1. *lbid*, jilid 3 juz 7 hlm. 54.

2. As-Suyuthi, Al-Rqaan fi "Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 111. 3. Tafsır Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 22.

4. Ibid, jilid 3 juz 7 hlm 166.

5. Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 135.

6. Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 12 hlm.

rasa takjub dari kekuasaan-Nya terhadap mitsil suatu ciptaan yang baru (yang belum ada sebelumnya, *shun'al-badii'*), dan asalnya adalah عند sebagaimana yang dibaca oleh Abu 'Amr lalu dibuang *alif* dilafaz akhirnya untuk meringankan ia adalah sebuah huruf jer yang faedahnya untuk penyucian (*at-tanziih*) pada bab *al-istina'* (pengecualian).<sup>11</sup>

Ayat tersebut menggambarkan tentang ketampanan nabi Yusuf a.s., sebagai ciptaan Tuhan (Allah Swt.) yang ditunjukkan kepada para pembesar kerajaan. Manusia sempurna baik ketampanannya, yang tidak ada contoh manusia sebelumnya, dan merupakan hal yang baru, sedikitpun tiada cela. Dan gambaran tersebut diperkuat oleh bunyi ayat, عنائن لله ما عليه المنافقة عليه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

Meski demikian kesucian, kesempurnaan tetap kembali kepada Allah selaku Penciptanya, demikian yang ditunjukkan dari ungkapan haasyallaahu.

### (خَاطُ) <u>H</u>aatha

Firman-Nya, وَكَيْفَ تَصْبُرِ عَلَى مَا لَمْ تُعِطُ بِهِ خُيْرًا Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" (Q.S. Al-Kahfi [18]: 68)

#### Keterangan

Al-ihaathatu bisy-syai' artinya mengetahui sesuatu dengan sempurna.<sup>2]</sup>

Berikut makna a<u>h</u>aatha yang tertera di sejumlah ayat:

Pertama, ahaatha berarti "binasa", misalnya, وَأَجِيطَ بِثَمْرِهِ فَأَصَنَعْ يُقَلِّبُ كُفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolakbalikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 42)

Maka, Uhiitha bi-tsamarihi: dihancurkan hartanya. Orang mengatakan: أخاط به الغنل , "dia dikuasai dan dikalahkan oleh musuh". Kemudian, kata-kata ini digunakan pula untuk segala sesuatu yang berarti "membinasakan". الله المنافقة التنافقة <sup>1.</sup> Tafsir Abu Su'ud, juz 3 hlm. 138.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, plid 5 juz 15 hlm. 175.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 147.

Begitu juga firman-Nya, قَالُ لَنَ أَرْسِلُهُ مَعْكُمْ حَكَّى Ya`qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". (Q.S. Yusuf [12]: 66)

Illa an yuhaatha bihim maksudnya kecuali jika kalian dikalahkan, atau kecuali jika kalian binasa, karena orang yang dikalahkan oleh musuh biasanya binasa.<sup>1</sup>

Kedua, ahaatha berarti "meliputi", misalnya, الله أَخَاطُ بِالنَّاسِ وَمَا جَعْلَنَا الرُّوْنِا الَّبِي أَرْبَنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةُ Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. (Q.S. Al-Israa' [17]: 60)

Maka Ahaatha bin-naas di dalam ayat tersebut maknanya kekuasaan Allah meliputi manusia, sehingga mereka tidak dapat menyampaikan sesuatu yang menyakitkan kepadamu, kecuali dengan izin Kami.<sup>2</sup>1

Begitu juga firman-Nya, فنكث غيَرَ بَعِيدٍ قَفَال Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. (Q.S. An-Naml [27]: 84)

Al-Ihaathatu bisy-syai-i 'ilman: mengetahui sesuatu dari seluruh seginya. المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة المعاددة

## (حَوْلٌ) <u>H</u>aulun

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلاَدُمُنَّ حَوَلَيْنِ كَابِلَيْنِ بَنَى Firman-Nya, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ Para ibu hendaklah menyusukan :أَوْلَا أَنْ يُبِيِّمُ الرَّضِاعَةُ anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 233)

Keterangan

Al-Ḥaulu: atau الفام , artinya "setahun". Adapun hitungannya adalah dimulai dari hari, tanggal dan bulan yang anda tentukan sampai pada saat yang sama pada tahun berikutnya. المعالة عليه معالة المعالة ## إحوالاً) <u>H</u>iwaalan

Firman-Nya, خَالِبِينَ فِيهَا لاَيَنِقُونَ عَنْهَا جَوْلًا Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah tempatnya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 108)

Keterangan

Hiwaalan tahawwulan: Berpindah. Yakni menjelaskan tentang perpindahan putaran matahari dari tempat terbit dan terbenamnya. المُحَوَّلُ أَعْدُولُا وَاللَّهُ الْمُعَوِّلُا مَوْلُولُا وَاللَّهُ الْمُعَوِّلُا مَوْلُولُا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوالِمُ وَلِمُ ا وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّٰهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللْمِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُلْكُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللِمُ وَلِمُ وَلِمُ وا

## (الْحَوَايَا) Al-<u>Ha</u>waaya

Al-hawaaya ialah tempat berkumpulnya tahi atau tempat berkumpulnya usus dalam perut besar dan usus itu sendiri. لا Kata ini tertera di dalam firman-Nya, خَرْمُنا عَلَيْهِمْ شَحْوَمُهُمَا إِلاَ مَا خَلَكَ ...Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar atau yang bercampur dengan tulang. (Q.S. Al-An'am [6]: 146)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 14.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 62.

<sup>3.</sup> Ibid, jrlid 7 juz 19 hlm. 130.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 21.

<sup>1.</sup> *Ibid*, plid 1 juž 2 hlm. 184.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 24.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm. 136.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm 57.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (خاد) Haada

Firman-Nya, وَجَاءَتُ سَكُونَا النَّوْتِ بِالْحَقِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ . dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya. (Q.S. Qaaf [50]: 19)

Keterangan

Kata ini hanya dimuat satu kali. *Tahiid*, artinya menyimpang dan berpaling. <sup>1]</sup> Yakni, sakratul maut sebagai hal yang ditakuti dan dihindari.

### (حَيْضٌ) <u>H</u>aidh

Firman-Nya, وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ الْمُعِيْضِ قُلْ مُوَ أَذًى فَاعَارُلُوا Mereka bertanya: البِّسَاءَ فِي الْجَيْضِ وَلاَ تَقْرُبُومُنَّ حَتَّى يَطْبُرُنَ kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 222)

#### Keterangan

Kata أَنْجَيْطُ dan أَنْجَيْطُ, maksudnya ialah haid itu sendiri. Dikatakan: أَيْضَا وَمُجِيْطًا وَمُجِيْطًا perempuan itu mengalami masa datang bulan. Al-Haidh dan Al-Mahidh, adalah terkumpulnya darah di dalam rahim, di antaranya, kolam disebut dengan al-haudh, karena di dalamnya banyak genangan air.<sup>21</sup>

Al-Haidh menurut bahasa adalah "banjir". Dikatakan: خاصَ النّسيّن, yang artinya banjir tambah meluap. Dan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar dari rahim pada saat-saat tertentu dan dengan sifat-sifat yang tertentu pula sebagai tanda persiapan pembuahan antara suami dengan istri untuk menunjang kelestarian jenis manusia.<sup>3)</sup>

## (يَحِيْفُ) -Yaḥifu (خَافَ)

Firman-Nya, أَمْ يَعْافُونَ أَنْ يَجِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ Ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-nya berlaku zalim kepada mereka? (Q.S. An-Nuur [24]: 50)

#### Keterangan

Yahiifu: berbuat zalim (yazhlimu). <sup>11</sup> Al-<u>H</u>aif adalah curang dalam hal hukum dan condong kepada salah seorang yang ditakuti. Dikatakan: نَعْبُنْكُ الشُيْنِ), yakni saya menjadikannya berada di pihaknya. <sup>21</sup>

### (حَاقَ) <u>H</u>aaqa

Firman-Nya, فَهَاقَ بِالنَّذِينَ شَهِرُوا مَنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka. (Q.S. Al-An'am [6]: 10)

#### Keterangan

Dikatakan asal <u>h</u>auq adalah haqqa seperti zaala dan zawaala. Ar-Razi menyatakan, الشق خاق به berarti نخط به termasuk kategari bab غنه المعنى berarti نخط به termasuk kategari bab غنه المعنى ban, <u>H</u>aaqa bihimul 'adzaab, berarti ahaatha bihim wa nazala, yakni siksa itu menimpa dan turun kepada mereka. <sup>4]</sup> Sedangkan, <u>H</u>aaqa bihilmakruuh (خاق بهم الكروة), maksudnya, ia dikepung oleh sesuatu yang tidak disukainya, sehingga ia tidak bisa menyelamatkan diri dari padanya. <sup>5]</sup>

Haaqa berarti "menimpa dan turun". الله المعلق المحتفى الكرّ السَّبَيّ الأ بِأَفْلِه Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. (Q.S. Fathir [35]: 43)

## طننٌ) <u>H</u>iinun

Firman-Nya, جِينٌ مِن الدَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْقًا مَدْكُورًا ... sedang dia *ketika itu* belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. (Q.S. Al-Insan [76]: 1)

#### Keterangan

Hiinun: sejumlah. المجاهة المالية أعلى المجاهة المالية المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى المالية أعلى ا

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 158-159; Az-Zamakhsyarı menjelaskan dı dalam kıtab bahasanya, bahwa خرجادا عنه خرجادية والمحالية yakıni من عنه حيادا padanya dengan menghindarinya). Asoosul Bolooghoh, hlm. 149.

Qamus Al-Muhiith, juz 1 hìm. 750; lihat, Tofsir Ahkom, jihd 2 hlm. 606.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 155.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 120

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfauzhil Qur'an, hlm. 138

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 136.

<sup>4</sup> Muhtaarush-shihhaah, hlm 165, maddah; 335

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 htm. 81,

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 32, Shahin Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 145.

<sup>7.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 159.





Baqarah [2]: 36), 2) hiinun berarti "tahun", misalnya: المَّنَ يُكُنَّ كُنْ جِينَ بِإِذْنِينَ (Q.S. Ibrahim [14]: 25), 3) hiinun berarti 'ketika", misalnya: فَسُبَعانَ (Q.S. Ar-Ruum [30]: 17), 4) hiinun berarti "zaman secara mutlak", misalnya: hiinun berarti "zaman secara mutlak", misalnya: مَنْ أَنْ مَنْ مَنْ الدُمْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا (Q.S. Al-Insaan [76]: 1) dan مَنْ نَبْاهُ نَبْعَدُ بَعِنْ مِنَ الدُمْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَنْكُورًا (Q.S. Shaad; [38]: 88); dan 5) hiinun berarti "waktu sesaat", misalnya: وَمَنْعَيْمُ إِنْ جِينِ (Q.S. Yunus [10]: 98) kata al-hiinu yang berarti waktu sesaat, namun yang maksud di sini ialah umur yang wajar dari setiap orang. 11

Selanjutnya beliau menyatakan, bahwa penafsiran seperti di atas disesuaikan dengan kata yang berdampingan dengannya.<sup>21</sup>

#### (حْيَنْنَدُ) Hina-idzin

Firman-Ńya, وَٱنۡتُمۡ حِيلَئِذِ تَنۡطُرُونَ padahal kamu ketika itu melihat. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 84)

#### Keterangan

Hiina-dzin artinya "ketika itu", "saat itu", yakni kata yang menerangkan tentang kondisi pada saat yang ditentukan terhadap suatu peristiwa. Di antaranya adalah peristiwa yang menggemparkan dan luar biasa, saat-saat kritis, misalnya ketika sakratul-maut (nyawa sampai di kerongkongan). Lihat ayat sebelumnya (ayat ke-83) Baca sakara hiinun.

#### (حَتَا) Hayaa

Firman-Nya, إِنَّ اللَّهُ لاَ يَسْتَغِي أَنْ يَطْرِبُ مَثَلَّا مَا يَعُوطَهُمُ Sesungguhnya Allah tiada segan membuat غنا فَوْقَهُا perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 26)

#### Keterangan

الَغَيَاة Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الُغَيَاة ialah proses kejiwaan seseorang karena merasa takut atau khawatir mendapatkan celaan jika melakukan sesuatu, "malu". Dalam bahasa Arab dikatakan, أَخُلانٌ يَسْتَعَيْ أَنْ يَفُعْلُ كَذَا fulan merasa malu melakukan hal seperti itu. Jadi, seakan-akan malu (al-hayaa') merupakan kelemahan yang ada pada jiwa seseorang. perasaan ini memiliki pengaruh khusus yang sangat kuat pada diri manusia. Al-Hayaa', berasal dari kata kerja إسْنَحْيَنْتُهُ Dikatakan: إسْنَحْيَنْتُهُ مِنْهُ , artinya saya merasa malu. 1

Sedangkan kata إستغن (merasa malu) bila disandarkan kepada Allah adalah sesuatu yang mustahil, namun kata tersebut hanya memberikan tamsil akan sesuatu yang lembut (berupa hewan kecil, lalat) untuk menggugah manusia akan kekuasaan-Nya dan sifat Mulia-Nya. Demikian yang disebutkan di dalam Al-Kasysyaaf.<sup>21</sup>

Adapun الإستيطناء asalnya adalah mencegah dari melakukan sesuatu karena takut akan akibat buruk yang menimpanya.<sup>3]</sup>

## (الْحَيُوانُ) Al-Hayawaan

Al-<u>H</u>ayawanu (انَّغَيُوانَ) adalah kehidupan yang sempurna yang tidak ada kebinasaan sesudahnya. Yakni, kehidupan akhirat. Dan daarul-akhirat disebut al-hayawaan, sebagaimana Firman-Nya, نَوْلِنُ الدَّارُ الْاَجْرَةُ لَيْهَا الْحَيْوَانُ Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 64)

## (الْحَيُّ) Al-<u>H</u>ayyu

Firman-Nya, وَلاَ مَوْ الْغَيْ الْفُلُومُ لا تَأْخَذُهُ سِنةً عَلا اللهُ الا أَمْوَ الْغَيْ الْفُلُومُ لا تَأْخَذُهُ سِنةً Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255)

#### Keterangan

Berkenaan dengan ayat tersebut, Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *al-hayyu* adalah yang mempunyai kehidupan. Dan hidup itu adalah berpadunya antara perasaan, instink, gerak dan pertumbuhannya. Pengertian hidup itu adalah

<sup>1.</sup> Tofsir Al-M - aghr pled 4 juz 11 hlm. 155.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufradat Alfoozhil Qur'on, hlm. 138; lmam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ilo hiloin (ولقم في الأوض فستغزّ ومناق الله على da atas ada beberapa pendapat, antara lain: sampai datangnya kematian (ilol-mout), ada juga yang berpendapat, sampai datangnya hari berbangkit (ilo qiyoomissoo'ah); sedangkan makna asalnya menurut lughat ialah الرفيف البحيدة (waktu yang panjang). Luhat, Fothul Qodir, jilid 1 hlm. 69.

<sup>1.</sup> ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 70, di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa adalah masdar حيد. Oi antaranya ialah (dengan disukunkan ra'mya), seperti ucapan mereka: ابكرة أكال حيد الله (enggan memakan alat kelamin kambing), yakni tarinya (farjaha). Dan hayai juga berarti المجاهزة (kepiting), dan ol-ḥayao' minollooh ialah menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan (ol-imisoak 'an mohaorimihi). Lihat, Mu'jam Lughatul Fuqohoo', Arabiy Englijy Afransiy, hlm. 167.

<sup>2.</sup> Lihat, Fathul Qadiir, jilid 1 hlm. 56.

<sup>3.</sup> tbid, jilid 1 film. 56.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 159.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

seperti yang dijelaskan tadi. Jadi, pengertian Allah Mahahidup ialah sifat yang sesuai dengan zat-Nya, sama seperti sifat Maha Mengetahui, Maha Menghendaki dan Mahakuasa yang ada pada Allah. ا Di antaranya, sifat Allah lainnya ialah: ونبين Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 2) Yakni, menghidupkan nutfah-nutfah. Maksudnya, menjadikan individuindividu yang berakal, paham dan bisa berbicara; dan mematikan makhluk-makhluk hidup, sedang Dia Mahakuasa untuk Menghidupkan dan Mematikan. 21

Firman-Nya, مَنْ عَبِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوْ مُؤْمِنٌ (Q.S. An-Nahl [16]: 97), maka alhoyaatuth-thayyibah ialah kepuasan dan tidak tamak terhadap kelezatan dunia, karena dalam ketamakan itu terdapat kepayahan.<sup>3)</sup> Firman-Nya, ئِيْنَيْدَرْمَنْ كَانْ حَيَّا وَبِحِقُ الْقُوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (Q.S. Yasin [36]: 70) Maka hayyan maksudnya ialah orang yang hidup hatinya dan terang sanubarinya. <sup>11</sup>

Sedangkan kata أنغيواة, dengan alif dan wawu, Imam Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa kata tersebut mengandung perkara yang besar, karena أنغيواة merupakan pedoman segala bentuk ketaatan dan kunci keselamatan.<sup>2</sup>1

## (حَيَّةٌ) <u>H</u>ayyatun

Firman-Nya, حَيَّةٌ تَسْعَى: Seekor ular yang merayap dengan cepat. (Q.S. Thaaha [20]: 20)

Keterangan

Al-<u>H</u>ayyatu: ular; digunakan untuk yang kecil, yang besar, yang jantan dan yang betina dari jenis itu. Sedangkan التُغيَّان adalah ular besar dan آنَجَنُ adalah ular kecil.<sup>3)</sup>



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 11.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 169; di dalam Mu'jom dijelaskan bahwa adalah masdar حيى, yaknı lawan darı *al-mout* (mati), dan makna-makna yang tercakup di dalamnya, antara lain: , a) ol-<u>haydotun-nobotiyyoh.</u> Yakni kehidupan yang ada pada tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan yang kosong yang berada di dalam janin sebelum menerima tiupan ruh di dalamnya; b) al-hayaatul-hayawaniyyah. Yakni, kehidupan yang ada pada manusia atau binatang setelah ditiupkan ruh di dalamnya, dan hilangnya hidup setelah keluarnya ruh darinya. Dan tanda-tandanya ialah adanya gerak dan keinginan (al-horokah wa al-iradah); c) al-hayaatul-mustagarrah. Yakni, adanya kenidupan makhuk (al-hayootul-hayowaniyyoh) di dalam jasad, dan tanda-tandanya ialah adanya gerak dan keinginan; d) *al-hayaatu* ghairal-mustaqarrah. Yakni Yakni hidup yang dibentuk di tengah-tengah kehidupan binatang dari tubuhnya, dan tanda-tandanya ialah adanya gerak tak beraturan {*al-<u>h</u>arakoh ol-mudhthorru bihi*} namun tdak disertai dengan kenginan (al-iraadah). Seperti gerakan hewan yang telah disembelih di tengah-tengah keluarnya nyawa. Mu'jom Lughatul Fuqohoo', Arabiy Englijiy Afransiy, hlm. 167.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 136.

<sup>1.</sup> Ibid. jilid 8 juz 23 hlm. 29.

<sup>2.</sup> Az-Zarkasyr, Al-Burhan fi 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 410

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 101





#### (خُنَيُّ) Khaba-a

Firman Allah Swt., الْغَنِّ الْغَنِّ وَالْأَرْضِ agar mereka tidak menyembah : فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ Allah Yang Mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang Mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. (Q.S. An-Naml [27]: 25)

Keterangan

Menurut Al-Maraghi, al-khab-u ialah segala sesuatu yang tersembunyi, seperti hujan dan perkara-perkara gaib lainnya. <sup>11</sup> Di dalam Kitab At-Tashiil dijelaskan bahwa الخَفَيْن, menurut lughat, berarti الخَفَيْن, dan yang dimaksudkan di sini, adalah hal-hal gaib. Yakni, dikatakan tentang keluarnya tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah. Sedangkan, lafaz tersebut berlaku secara umum sebagai 'sesuatu yang tersembunyi'. Demikianlah penafsiran yang diambil oleh Ibnu 'Abbas.<sup>21</sup>

## (خبث) Khabata

Firman-Nya, الَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِثَ لَهُ ...bahwasanya Al-Qur'an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka... (Q.S. Al-Hajj [22]: 54)

Keterangan

Al-Mukhbitiin adalah orang-orang yang tunduk dan khusyu'; berasal dari kata akhbatar-rajuul, yang berarti seseorang yang berjalan di dataran yang tenang. Kemudian dipinjam untuk arti tunduk dan tawadhdhu. المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف

## (الْخَبْيثُ) Al-Khabits

قُلْ لاَ يَسْتَوِي الْغَبِيثُ وَالطَّبِّبُ وَلَوْ أَغْجَبَكَ ، Firman-Nya : Katakanlah: كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَقُوا اللَّهُ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونُ

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 130.

"Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 100)

#### Keterangan

Al-khabaa-its adalah perbuatan keji yang dipandang jijik oleh orang-orang yang mempunyai fitrah yang sehat. Asalnya adalah buih yang masuk ke dalam selokan yang mengalirkan dengan membawa kotoran besi. <sup>1</sup> Sejumlah ayat yang memuat kata khabits, antara lain:

Firman-Nya, لِبَهِرْ اللَّهُ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّبِّبِ وَبَجْعَلُ Supaya Allah Memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan Menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya.... (Q.S. Al-Anfaal [8]: 37) Baca Rakama.

Firman-Nya, الْخَبِيثَاتُ لِلْعَبِيثِينَ وَالْغَبِيثُونَ لِلْعَبِيثَاتِ Firman-Nya, الْخَبِيثَاتُ الْعَبِيثِينَ وَالْغَبِيثُونَ لِلْعَبِيثَاتِ Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. (Q.S. An-Nuur [24]: 26)

## (خَبَرَ) Khabara

Firman-Nya, فَانِلْمُوْمِيْنَ يُغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَنَّ اللَّهُ خَيِرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S. An-Nuur [24]: 30)

Keterangan

فَيْرِّبِمَا Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Yang mengabarkan dengan pengetahuan :يُصِنَعُونَ

<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 141; Tofsir Al-Moroghi, jilid 6 juz 17 hlm. 52, lbnu Manzhur menjelaskan bahwa Ibnu! Arabi berkata asal ol-khobis menurut kalam Arab adalah sesuatu yang dibenci jika berkaitan dengan ucapan disebut osy-syotom (mencaci) dan jika berkaitan dengan agam (ol-milloh) disebutnya dengan kufur, dan jika berkenaan dengan makanan disebutnya dengan al-horom dan jika berkenaan dengan minuman disebutnya adh-dhorru (mudharat). Usoanul Arob, jilid 2 hlm. 144 maddah



Al-Kalbi, Syeikh Al-Imam Al-'Allaamah Al-Hafizh Hadiimul Qur'an Muhammad ibnu Hamad bin Jazay Al-Gharnathi Al-Andalusi, Kitab At-Tashiil h- 'Uluumit-Tonziii, Daar Al-Fikr (t.t.), juz 3 hlm. 95

Ar-Raghib, Mu'jam Mufrodat Alfaozhil Qur'on, hlm. 141; Tofsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 112.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang meyakinkan secara pasti sampai menembus khabar-khabar yang masih terselimuti (tersembunyi), dan menyingkap sampai hal-hal yang paling dalam.

Maka di sini Allah berperan sebagai "Yang Memberi khabar apa yang mereka kerjakan, Yang Mahatahu dengan Pengetahuan-Nya, Yang Sempurna yang berkaitan dengan perbuatan zhahir dan yang tersembunyi, sehingga tak ada satupun mahluk yang dapat menyembunyikannya. Dan ungkapan ayat di atas sekaligus mengandung pengertian, bahwa Dia-lah yang Mengancam dengan ancaman yang keras bagi siapa saja yang menentang perintah Allah, atau melakukan kemaksiatan, yakni dengan melakukan segala yang dilarang-Nya.

Firman-Nya, كَذَلِكُ وَقَدَ أَحَطُنًا بِمَا نَدَيْهِ خُيُرًا demikianlah. Dan sesunggunya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 91)

Maka, *Khubran* dalam ayat tersebut maksudnya ialah ilmu yang berkenaan dengan zahir dan rahasia suatu perkara. <sup>11</sup>

Firman-Nya, إِنَّهُ بِمَا يَغْشُونَ خَبِيْرٌ (Q.S. Huud [11]: 111). Yakni tidak ada yang tersembunyi dari keluhuran-Nya dan kelembutan-Nya dan Dia-lah yang Memberi sebab terhadap kesempurnaan balasan-Nya terhadap amal-amal mereka karena Dia-lah yang meliputi secara rinci amal-amal dua golongan yang pantas didapatkannya, dan setiap amal diputuskan dengan kebijaksanaan-Nya berupa balasan secara khusus yang harus disempurnakan-Nya dan setiap hak ada haknya jika baik maka baik balasannya dan jika buruk maka buruk balasannya.<sup>21</sup>

Al-Khabiirusy-syai', berarti Yang Maha Mengetahui yang lahir dan yang batin serta segala yang berhubungan dengannya. <sup>3</sup> Sebagaimana firman-Nya, وَتَوْكُلُ عَلَى الْحَيِّ النَّبِي لاَ يَمُوتُ وَسَيَعٌ بِحَدْيدِ وَكَفَى Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya, (Q.S. Al-Furqaan [25]: 58)

## (خُنزٌ) Khubzun

Firman-Nya, إِنِّي أَرَانِي أَخْمِلُ هَٰوَقَ رَأْسِي خُيْرًا نَأَكُلُ الطَّيْرِ Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung. (Q.S. Yusuf [12]: 36)

Keterangan

### (خَيطَ) Khabitha

Firman-Ńya, الذِي يَنْحَبُطُهُ الشُيْطَانُ مِنَ النَسِ Orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Keterangan

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa الْغُبُطُ i alah berjalan tidak stabil. Dikatakan, مَوْ عَبُطُ مُبُطُ , apabila unta tersebut menginjak manusia dan memukulmukulkan kakinya ke tanah. Dikatakan kepada orang yang melakukan sesuatu tanpa petunjuk, dan perkataan: مَوْ يَغْبُطُ خَبُطًا أَشْوَى, yakni dia telah membabi buta bagaikan unta yang rabun matanya.

Adapun at-takhabbathu, yang terdapat di dalam firman-Nya, يَنْغَيْطُهُ السُّيْطَانُ :kemasukan setan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), Maksudnya, ia disentuh oleh penyakit gila. Dan dinamakan khabthatun, karena ia telah dihinggapi oleh setan.<sup>2</sup>]

## (خُبَالاً) Khubaala

Firman-Nya, لاَيْنَالُونَكُمْ مُبْبَالًا : Mereka tak hentihentinya membuat kemudharatan bagimu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 118)

<sup>2.</sup> Ash-Shahhaah, hlm. 168 maddah, & 😅 ; Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, plid 1hlm. 383.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 12.

<sup>2.</sup> Tafsir Abu Su'ud, juz 3 hlm. 92.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 27

<sup>1.</sup> Mu<u>h</u>taarush Shi<u>hh</u>aa<u>h</u>, hlm. 168 maddah, 34-5





Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa الْغَيْنَ artinya "kekurangan". Dari akar kata ini, dikatakan: رَخِلُ مَعْبُولُ , artinya "seorang laki-laki itu kurang akalnya". Adapun مَعْبِلُ وَمَعْبَلِيْ وَمَعْبَلِيْ وَمَعْبَلِيْ وَمَعْبَلِيْ وَمَعْبَلِيْ وَمَعْبِلِيْ وَمِعْبِلِيْ وَمَعْبِلِيْ وَمَعْبِلِيْ وَمَعْبِلِيْ وَمَعْبِلِيْ وَمِعْلِيْ وَمَعْبِلِيْ وَمُعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمَعْبِلِيْكِ وَمِعْلِيْكِيلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ ْكِ وَمِعْلِيْكِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكِ وَمِعْلِيْكُولِيْكُ وَمِعْلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُ وَمُعْلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكِلِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْ

Firman-Nya, لَوْخَرْجُوا فَيْكُمُ مَا زَادُوكُمْ إِلاَ خَيَالاً وَلاَوْصَعُوا . Jika mereka berangkat bersamasama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu; (Q.S. At-Taubah [9]: 47)

Maka Al-Khabaal berarti kegoncangan dalam pikiran dan kerusakan dalam perbuatan, seperti kelemahan dalam berperang dan kerusakan dalam peraturan.<sup>2</sup>

### (خَبَتْ) Khubun (خُوْبٌ) ~ Khabat

Firman-Nya, کُفُنا خَبْتُ رَدْنَاهُمْ شَعِيرًا: Tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. (Q.S. Al-Isra' [17]: 97)

Keterangan

Dikatakan: خَبَتِ الثَّازَ تَغَيِّوْ سَكُنَ لَهُمَا وَصَارَ عَلَيْهَا خِيَاءٌ, yakni api itu menjadi gelap (maksudnya, padam).<sup>3</sup>

## (خَتَّارٌ) Khattarun

Firman-Nya, وَمَا يَجْعُدُ بِأَيْاتِنَا اِلأَكُلُ مُثَارِكُمُورٍ. đan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. (Q.S. Luqman [31]: 32)

Keterangan

Khattaar, berasal dari akar kata (al-khatr), artinya sangat khianat. Sehubungan dengan pengertian ini 'Amr bin Ma'diy Karib (seorang sahabat) telah mengatakan di dalam sebuah bait syairnya:

فَائِكَ لَوْرَأَيْتَ أَبَا عُمْيُرِ

مَلاَءْتَ يَدَيْكَ مِنْ عُذْرِوَ خَتْرِ

3. Mu'jam Mufradot Alfazhil Qur'an, hlm. 143

"Maka sesungguhnya jika kamu memperhatikan Abu Umair, niscaya kamu akan menjumpainya di hadapanmu sebagai seorang yang pengkhianat lagi tidak setia".<sup>11</sup>

## (خَتَمَ) Khatamun

Firman-Nya, الْيُومُ نَعْتِمْ عَلَى أَفُوامِهِمْ: pada hari kami tutup mulut mereka. (Q.S. Yasin [36]: 65)

Keterangan

Imam Al-Maraghi mejelaskan bahwa عَلَى أَفُواهِه غَلَى أَفُواهِه : Menutup mulut-mulutnya. Maksudnya, membuat mulut-mulut tidak lagi bisa berbicara. الله المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا

Dan khatamallaah adalah Allah Swt. yang mencegah keimanan masuk ke dada orang-orang kafir. Para ahli ma'ani mengatakan bahwa Allah Swt. menyifati hati orang-orang kafir dengan sepuluh(10) sifat, yakni: al-khatmu, ath-Thab'u, adh-dhayyiqu, al-maradhu, ar-rainu, al-mautu, al-qasaawah, al-inshiraaf, al-hamiyyah dan al-inkaar.<sup>4</sup>]

Firman-Nya, اَنْ يُقُولُونُ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَا Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah". Maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mata hatimu. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 24)

Maka, بَغْتِمْ عَلَى قَلْبِك, maksudnya hati kamu menjadi tertutup bagi mereka sehingga terus melakukan tindakan mengada-ada.<sup>5</sup>]

Adapun firman-Nya, خَاتُمُ النَّبِيِّنُ: Penutup para nabi. Yakni, Muhammad saw. Arti selengkapnya: Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lakilaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 40)

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, µlid 1 hlm. 224; Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz l hlm. 47

Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 130; Al-khabaal: al-fasod, dən al-khabaal juga berərti al-maut.Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 137.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 him. 95.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 8 juz 23 hlm 24

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 22. 4. Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 130.

<sup>5</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 38.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Maka khatamun-nabiyyiin, ialah akhir para nabi dan tidak ada Nabi sesudahnya. Dan difathahkan ta'-nya berarti telah tertutup dengan adanya Nabi Muhammad saw.<sup>1</sup>]

### (خِتَامٌ) Khitaamun

Firman-Nya, جنانهٔ مِئك: Laknya adalah kasturi. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 26)

Keterangan

Khitaamun adalah bagian perabot di dalam surga, dan khitaamuhu miskun ialah penutup botolnya wewangian jenis kasturi (misk) sebagai ganti penutup biasa.<sup>2</sup>1

## (خدٌّ) Khaddun

Firman-Nya, وَلاَ نُصَغِرْ خَدُكَ لِلنَّاسِ Janganlah kamu palimgkan *muka*mu dari manusia. (Q.S. Luqman [31]: 18)

Keterangan

Khaddun dapat dipinjam untuk arti tanah (misalnya, lobang pada tanah yang memanjang dan menjorok ke dalam, baca Ukhduud) dan untuk arti yang lainnya termasuk dipinjam untuk arti pipi, dan نَقْدُهُ اللَّهُمْ, yakni kulit wajahnya mengerut. Dikatakan: خَدُتُهُ فَتَحُدُدُ (aku menjadi kurus). <sup>31</sup> Baca sha'-'ara.

## (خَدَعً) Khadza'a

Firman-Nya, يُغَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا . Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 9)

Keterangan

imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الفناغ artinya "tipuan". Yakni memberi ekspresi kepada orang lain yang bertentangan dengan dirinya, sedang maksud sebenarnya terpendam dalam hati dengan tujuan agar orang lain tidak mengerti tujuan sebenarnya. Asal kata ini, terambil dari perkataan orang-orang Arab, المَسْنُ فَانِعُ , yakni jika biawak (dhabbun) bersembunyi di dalam liangnya. Dikatakan pula, المَسْنُ فَانِعٌ , maksudnya ia (biawak) memberi dugaan kepada pemburu seolah-olah biawak itu menyerahkan

diri kepadanya (kepada si pemburu). Tetapi kenyataannya, biawak tersebut melarikan diri melalui lubang lain.

Maka, kata yukhaadiuuna dalam ayat di atas, berasal dari mukhaada'ah, yang menunjukkan shigat mubalagah (makna melebihi, yang berarti yang melakukan penipuan dengan sangat. <sup>11</sup>

### (خَذَلَ) Khadzala

Firman-Nya, لا يُغِعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا مَاخَرَ فَقَطْتُ مَدَمُومًا . Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. (Q.S. Al-Isra' [17]; 22)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa مَخْتُولًا maksudnya ialah dibiarkan oleh Allah, karena menyekutukannya dengan sesuatu yang tidak kuasa memberi manfaat dan tak kuasa pula menolak bahaya darinya. Dan khadzuulan juga ditujukan kepada setan, misalnya bunyi ayat, وَكَانَّ Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. (Q.S. Al-Furqan [25]: 29) Maka, khadzuulan dalam ayat tersebut, berarti yang banyak menelantarkan (katsiiral khadzlaan). Setan menelantarkan pengikutnya dan tak mau bertanggung jawab.

### (خُرِبُ) Kharaba

Firman-Nya, وَمَنْ أَطْلُمُ مِمْنُ مَنْعُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكُونِهَا: dan siapakah yang lebih aniaya dari pada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut asma Allah dalam masjid-masjidnya, dan berusaha untuk merobohkannya? (Q.S. Al-Baqarah [2]: 114)

Keterangan

Dikatakan: خَرِبَ الْكُكَانُ خَرَابًا (tempat itu benarbenar telah rusak) yakni lawan dari *al-'imqarah* (الْمِمَارُةُ), "memakmurkan", "membangun". <sup>4</sup>

## (خرج) Kharaja

وَلُوْ تَرَى إِذِ الطَّلَلُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُوْتِ وَالْلَائِكَةُ,Firman-Nya بَاسِطُو أَيْدِهِمْ أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ

<sup>1.</sup> Al-Tashiil Li-'Uluumit-Tanziil, juz 2 hlm. 191.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 79.

<sup>3.</sup> Mu'jom Mufradot Alfoazhil Qur'an, hlm. 144,

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihid 2 juz 5 hlm. 186; lihat juga penjelasan behau yang tertera di dalam surat Al-Baqarah; 2-9 dan terdapat pada jilid Liuz 1 hlm. 50.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 5 juz 15 hlm. 31.

<sup>3</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 145.

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 145.





dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu". Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. (Q.S. Al-An'aam [6]: 93)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa أَفْرَسُونَ, Keluarlah nyawa kalian dari tempatnya. Di dalam kitab Al-Kasysyaaf dinyatakan, kalimat ini merupakan tamsil bagi perbuatan para malaikat saat mencabut nyawa orang-orang zalim dengan perbuatan sebagai "penagih utang yang membentangkan tangannya kepada orang yang berutang, untuk memaksanya dan tidak memberi tangguh kepada orang yang berhutang". Si penagih itu berkata, "keluarlah hakku sekarang juga yang ada padamu. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum dapat mengeluarkan dari tanganmu" (engkau bayar). 11

Di dalam Kamus disebutkan, خرج adalah بنرز "mengusir". *Kharaja* juga berarti برز "muncul", "timbul".<sup>2</sup>)

Sedang kharaja, dalam arti mengusir, misalnya, فَالُوالْئِنُ لَمُ تَلْتُهُ بِاللُّوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّغَرُجِين . Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu

tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 167)

Maka, Minal-mukhrajiin dalam ayat tersebut ialah termasuk orang-orang yang kami keluarkan dan kami usir dari negeri dan kampung halaman kami. <sup>1</sup> Dan mukhrajiin yang dimaksudkan adalah Luth a.s.

Begitu juga firman-Nya, وَيَدُرُونَ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ لِمُوْفُونَ مِنكُمْ وَيَدُرُونَ (Q.S. Al-Baqarah) : أَزُواجًا وَصِيئُهُ لِاتُواجِهِمْ مَنَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ (240)

Maka, ghaira ikhraaj dalam ayat tersebut ialah biarkanlah mereka menikmatinya, dan didiamkannya mereka menghuni rumah suaminya selama setahun, dan janganlah diusir dari rumah suaminya sebelum masa tersebut.<sup>21</sup>

## (خَرَاجُ) Kharaajun

Firman-Ñya, ثَنْتُ خَرُجًا فَخُرَاجً وَبَلْتُ خَيْرٌ Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik. (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 72)

Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan bahwa أَخْرَاجُ "upeti" adalah bentuk tunggal, jamaknya أُخْرَاجُ Sedang Kharajan, dalam ayat tersebut berarti upah. <sup>4</sup> Yakni, pemberian dari harta secara suka rela. <sup>5</sup> Begitulah upah yang diberikan kepada Dzulqarnain sebagai pembuat dinding. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 94)

#### (خُرْدَلٌ) Khardalun

Firman-Nya, نَوْإِنْ كَانَ مِنْقَالُ حَبْهُ مِنْ خَرْدَلِ أَتْبُنَا مِنْ الْكِيْنَا مِنْ أَلْفِكُ dan jika amalan itu seberat *biji sawi* pun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 47)

#### Keterangan

Khardzalun artinya biji sawi, dan <u>h</u>abbatin min khardzalin merupakan perumpamaan tentang kecilnya.<sup>6</sup>

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 3 juz 7 hlm. 149.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 330.

<sup>3.</sup> Tofsir Ai-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 151; menurut Ar-Raghib, kharaja-khuruujon: mengeluarkan dari tempat menetap dan kondisinya, baik itu tempat tinggal(rumah) atau negeri, dan mencakup juga tentang kondisi baik kondisi dari durnya atau sebab-sebab lainnya yang mendorongnya keluar. Lihat, Mu'jam Mufaradt Alfaozhii Qur'an, hlm 145.

<sup>1.</sup> tbid, jilid 7 juz 19 hlm. 93.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 204

<sup>3.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 330.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 36.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 12.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 35.





jamak dari خارص yakni, yang banyak melakukan

kedustaan. Di antaranya, mendustakan rasul

dan mendustakan adanya hari kebangkitan. 11

Mereka adalah yang terkenal kebodohannya dan

lalai (الثبن هم في غَمْزة سَاهُوَن) (Ayat ke 11). Yakni,

terkutuklah pendusta-pendusta yang berdusta

pada menjauhkan manusia dari Islam yang mereka

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ

ingatlah, sesungguhnya : يَثْبِعُونَ إِلاَ الطُّنَّ وَإِنْ مُمْ إِلاَ يَخُرُصُونَ

kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan

semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang

menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah

mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak

mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. (Q.S. Yunus [10]: 66)

al-kharshu ialah mengira-ngira dan menduga-

duga sesuatu yang tak bisa diukur dengan suatu

Di dalam kitab Tafsir disebutkan bahwa

Dan pada ayat lain dinyatakan, أَلَا إِنَّ بِلَهِ مَنْ فِي

sendiri lalai dalam kebodohan tentangnya.

#### (خُرُ) Kharra

نَوْرَفْغَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشَ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا ,Firman-Nya Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. (Q.S. Yusuf [12]: 100)

#### Keterangan

Kharruu Sujjadan, maksudnya kedua orang tua dan saudara-saudaranya menjatuhkan diri ke tanah seraya bersujud kepalanya. 11 Dan kharruu sujjadan, juga berarti menyungkur sujud. إِذَا تُتَلَى عَلَيْهُمْ ءَايَاتُ الرَّحْمَن حَرُّوا ,Sebagaimana firman-Nya Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang: شَجَدًا وَتُكَيًّا Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (Q.S. Maryam [19]: 58)

الْخَرُّ وَالْخُرُورُ Di dalam Kamus disebutkan, الْخَرُّ وَالْخُرُورُ رِخُوا اللهُ سَاجِدًا kejatuhan". dan ﴿ ٱلسُّفُوطُ adalah ﴿ وَالسُّفُوطُ , "bersujud".2] Pengertian menyungkur sujud pada dua ayat di atas lantaran takjub dan takut. Pertama menyungkur sujudnya keluarga Yusuf terhadapnya, dan kedua, menyungkur sujud yang dilakukan oleh seorang hamba, kepada Sang Khalik lantaran dibacakan ayat-ayat Allah.

Sedangkan kharru dalam arti jatuh, تَكَادُ السُّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتُنْشَقُ الْأَرْضُ :runtuh, misalnya,: ثَكَادُ السُّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتُنْشَقُ الْأَرْضُ :Hampir-hampir langit pecah karena وَتُجَرُّ الْجَبَالُ هَذَّا ucapanmu itu, dan bumi belah, dan gununggunung runtuh. (Q.S. Maryam [19]: 90) Maka. Takhirru pada ayat tersebut adalah jatuh dan runtuh.31 Yakni, jatuh dan runtuhnya gunung lantaran kemarahannya terhadap orang-orang yang melampaui batas yang menuduh Maryam sebagai perempuan lacur.

## (الْخُرَّاصُونَ) Al-Kharraashuun

-firman-Nya, فُتِل الْخُرَّاصِيُونَ: Terkutuklah orang orang yang banyak berdusta. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 10)

أنفوض Di dalam kamus disebutkan bahwa adalah أنكذب, "kedustaan", "kebohongan". Dan -adalah الْخَرَّافُ, "pembohong". ﴿ الْكَذَّابُ adalah الْخَرَّافُ adalah الْفَرَّاصُونَ adalah الْفَرَّاصُونَ

ukuran, seperti dengan timbangan atau takaran; atau mengira-ngira suatu tanaman, seperti mengira-ngira buah yang masih ada di atas pohon atau biji yang masih ada di sawah yang kadang-

kadang digunakan pula dalam arti dusta, karena pada umumnya memuat kira-kira dan tafsiran belaka.21 Dan al-kharshu yang berarti "terkaan" dan "perkiraan". Sedang yang dimaksud ialah akibatnya yang lazim, yaitu-dusta. 3] Dan di antara amalan yang dikira-kira, tidak berdasarkan dalil agama, dan dusta adalah mempersekutukan

## (الْخُرْطُوْم) Al-Khurthum

Allah.

Aku akan :سَنُسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ , Firman-Nya membuka tanda dan ciri pada hidungnya. (Q.S. Al-Qalam: 16)

#### Keterangan

الْفُرْطُوْمُ وَ Di dalam Kamus disebutkan bahwa . خَرَاطِيْمُ adalah bentuk tunggal, dan jamaknya الْخُرَطُمُ -Belalai". أَخْرَطُوْمُ الْفِيْلِ Artinya مُخْرَطُوْمُ الْفِيْلِ Artinya مُخْرطُوْمُ الْفِيْلِ khurthuum pada ayat di atas merupakan bentuk

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 41-42.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 331.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 85.

<sup>4</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 332.

<sup>1.</sup> Lihat, An-Nukatu wal 'Uyuun 'ala Tafsir Al-Maawardi, jilid 5 hlm. 363-364.

<sup>2.</sup> Tafsir al-Maraghi jilid 4 juz 11 hlm. 131; lihat juga, Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 146.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 3 juz 8 hlm. 61.

<sup>4.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 333.





ejekan (tahqiir), sebab ciri yang berada di muka (wajah) ialah pertanda bahwa ia sedang tertimpa aib. Hidung (al-khurthuum) adalah menjadi wadah kemulyaan, kesombongan dan kebanggaan. Orang Arab mengatakan "kebanggaan itu terdapat pada hidung" dengan sebutan خنف العربية: Hidungnya tinggi, dan غُوْسَمَعُ العربية: la tinggi hidungnya. Dan sebaliknya, bagi orang yang hina, maka dikatakan, غَنِهُ اللهُ العربية: la pesek hidungnya, dan غَنِهُ اللهُ العربية: la gerumpung hidungnya. Ibnu Jarir mengatakan:

لِمَّا وَصَعْتُ عَلَى الْفَرَرْ ذُقَ مِيْسَمِي وَ عَلَى الْبُعِيْثِ جَدَعْتُ أَنْفَ الْأَخْطَلِ

"Di kala kuletakkan capku pada Al-Farazdaq dam Al-Ba'its, maka kupesekkan hidungnya".<sup>1</sup>

Menurut ayat tersebut di atas, al-khurthum menjadi sebuah ejekan ditujukan terhadap mereka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a), orang yang banyak mencela dan mengumbar fitnah; b), mereka yang enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa; c), mereka mereka yang bertabiat kaku dan kasar dan terkenal kejahatannya yang berlatarkan banyaknya harta dan pengikut; d), mereka yang bila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan, "itu hanya dongengan orang-orang terdahulu". (ayat ke-11-15)

## (خَرْقٌ) Kharqun

Firman-Nya, وَلاَ نَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرْهَا إِنَّكَ نَنْ تَغْرِقِ الْأَرْضِ Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (Q.S. Al-Israa' [17]: 37)

Keterangan

Ar-Raghib mengatakan bahwa نفرق adalah memotong sesuatu untuk merusak tanpa berpikir terlebih dahulu (ghairu tadabbur).<sup>21</sup> Di dalam

1. Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 29 hlm. 30; lihat Tofsır Al-Qurtubi, jilid 9 juz 15 hlm. 155; imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa ol-khurthuum adalah tanda hitam yang ada di hidungnya yang memisahkan kekafirannya pada saat kiamat kelak, sebagaiman firman Allah Toʻolo: نبرف للفرتون Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tandatandanya, (Q.S. Ar Rahman [55]: 41) lihat, An Nukotu wal 'Uyuun Tofsir ol-Maowordi, juz 6 hlm. 66, lihat (uga, Ma'oanil Qur'an, tuz 3 hlm. 174.

Al-Lisaan dinyatakan, خُلُقَ الْكَلِمَةُ وَ اخْتَلَقَهُاوَ خَرَقَهَا yang berarti membuat-buat perkataan secara dusta. Sedangkan Lan takhrigal-ardha yang tertera di dalam ayat tersebut dinisbahkan kepada mereka yang disebut dengan marahan (sombong), bahwasanya orang yang sombong tidak akan dapat menjadikan jalan-jalan di bumi dengan pijakan dan jejak yang hebat.  $^{0}$ Karena tabiat marahan adalah tabiat yang tidak didasari dengan pendengaran, penglihatan dan hati, sehingga secara mudah melakukan hal-hal yang merusak, yang dalam ayat sebelumnya, dinyatakan: a, mudah melakukan kecurangan dalam menimbang; b, memakan harta anak yatim; c,mudah melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah; d, mudah melakukan perbuatan zina; e, mudah membunuh anak-anak yang dilatari kemiskinan; f, tidak memahami secara serius terhadap sempit dan lapangnya rizki yang telah diatur-Nya; g, mereka yang boros dengan hartanya, dan dengan serta merta menelantarkan keluarganya, orang-orang miskin, dan orang-orang musafir. (Q.S. Al-Isra' [17]: 23-361

Oleh karena itu tantangan yang diungkapkan dengan lan takhriqal ardha wala jibaalan thuulan merupakan tabiat marahan, dan marahan adalah mereka yang mengabaikan petunjuk berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Dan tabiat marahan adalah tabiat yang sangat berbangga diri dan semena-mena (شِدَةُ الْفَنْحَ وَالْنُوَشَعُ فِيْهِ). <sup>21</sup> Baca marahan.

وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبِناتٍ بِغَيْرٍ , Begitu juga bunyi ayat (100 : [6] Q.S. Al-An'aam عَمَّا يَصِغُونَ

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Nafi' membacanya dengan ditasydidkan (فَرَقُوا) yang menunjukkan kepada makna "banyak". Karena orang-orang musyrik menyebut bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah (بَنَاتُ الله), dan orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah (ابنَاتُ الله), sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa 'Uzair adalah anak Allah (ابنَا الله). Maka menjadi banyak kekufuran mereka, maka fi'il yang ditasydidkan (اخَرَقُوا)

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Ca., hlm. 486.



<sup>2.</sup> Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 147; *Tafsir Al-Moroghi*, Jilid 3 juz 7 hlm 204; Lihat juga, surat Al-Kahfi (18), 71 dan surat Al-An'aam [6]: 100.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 31

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tersebut sesuai juga dengan maknanya. Ahli Lughah mengatakan makna المُعْلَقُوا وَكَلَيْوا adalah وَاغْلَقُوا وَكَلَيْوا (mereka menentang, membuat-buat, dan melakukan kedustaan). Dikatakan, المُعْلَفُ الْإِمْنَ (mengada-adakan berita bohong). Atau asalnya dari خَرَقُ apabita menyobeknya, yakni separuh sobekan untuk anak laki-lakinya dan separuhnya lagi untuk anak perempuannya. المُوابِ

#### (خزائنُ) Khazaa'inu

Firman-Nya, عِنْدَمُمْ خَرَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْسَيْطِرُونَ Ataukah di sisi mereka ada *perbendaharaan* Tuhanmu ataukah merekakah yang berkuasa. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 37)

Keterangan

المهرسة Ash-Shabuni menjelaskan bahwa مُوْرَانَ مِنْكَ, ialah hujan dan rezeki (al-matharu war-rizqu). Menurut Ikrimah, Khazaa-inu Rabbika adalah an-nubuwwah (pangkat kenabian). Begitu juga dengan khazaa'inullaah, seperti dinyatakan, غُلْنَ لا أَفُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنَ اللهِ: Katakanlah: "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku...." (Q.S. Al-An'am [6]: 50) Baca: Al-Ghaybu.

Adapun untuk orang-orang munafik, mereka adalah golongan yang tidak paham tentang perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah, وَلِلَهُ خُرَائِنُ السُّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَ النَّنَافِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ Dan kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. (Q.S. Al-Munaafiquun [63]: 7)

Khazaa'ul ardhi, juga dimaksudkan dengan "bendaharawan di satu negeri, misalnya jabatan yang ada pada Yusuf a.s., فَالَ اجْعَلَيْهِ عَلَى حَزَائِنِ الْأَرْضِ Yusuf berkata: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adatah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf [12]: 55)

Firman-Nya, وَمَا أَتَتُمْ لَهُ بِعَازِينِ dan sekalikali bukanlah kamu yang menyimpannya. Arti selengkapnya, dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. (Q.S. Al-Hijr [15]: 22)

#### (خَاسئينَ) Khasi'iin

Firman-Nya, کُونُوا فِرَدَةً خَاسِيْنِ: Jadilah kamu kera yang hina. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 65)

Keterangan

Khasi-iin adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya khaasi-un (خاسئ), artinya orang yang dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. الالم Khaasiin adalah sifat yang disandarkan kepada qiradah, "kera". Adalah laknat yang ditujukan kepada bani Isra'il yang melanggar perintah Nabi Musa a.s.

## (خُسْرَانٌ) Khusraanun (خُسَرَ)

Firman-Nya, مَنْ يَتَّجِدُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ Barangsiapa yang menjadikan غيرا خُسْرَانًا مُبِينًا Barangsiapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.S. An-Nisa' [4]: 119)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْغَسْرَانُ, adalah "ludesnya modal". Maksudnya, "tersia-sianya apa yang menjadi fitrah yang sehat, yakni kepatuhannya kepada Allah". <sup>21</sup> Begitulah kerugian mereka yang menjadikan wali selain Allah.

Sedangkan firman-Nya, وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَزُنُوهُمْ مَا وَرَنُوهُمْ أَوْ وَزُنُوهُمْ (Q.S. Al-Muthaffifiin: 3) maka yukhsiruun dalam ayat tersebut maksudnya ialah, mereka yang mengurangi timbangan. <sup>3</sup> Yakni, merugikan orang lain dengan jalan mengurangi sukatan, yang berarti menyia-nyiakan fitrahnya, dan akhirnya mengalami kerugian.

Adapun kata rugi (khusr) dalam susunan kalimat yang dinyatakan dalam bentuk taukid, "penguat", misalnya, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرِ (sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi), yakni huruf inna dan lam taukid. Maksudnya, keadaan mereka yang "benar-benar rugi" ialah mereka dikategorikan dengan ciri-ciri sebagai berikut: a, mereka yang tidak beriman; b, mereka

<sup>1.</sup> Imam Asy-Syaukani, Fathul Qadiir, plid 2 hlm. 147.

<sup>2.</sup> Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 268.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 1 juz 1 film. 138.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 157.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm 71.

yang tidak beramal saleh; c, mereka yang tidak berwasiat dengan kebenaran; d, mereka yang tidak berwasiat dengan kesabaran. (Q.S. Al-'Ashr: 1-4)

Di dalam surat Huud ayat 47 diceritakan seputar kejadian yang menimpa Nabi Nuh a.s. dengan ungkapan minal-khaasiriin (termasuk orang-orang merugi), yakni apabila Nuh a.s. meminta kepada Tuhannya sesuatu yang tidak diketahui hakekatnya, "meminta atas dasar kebodohan" yakni meminta agar anaknya (Kan'an) diselamatkan dari banjir bandang. (ayat 45, 46) oleh karena itu beramal dengan landasan agama yang haq berarti terjauh dari khusraan, kerugian.

## (خَسَفُ) Khasafa

Firman-Nya, اَقَامِنَتُمْ أَنْ يَعْسِف بِكُمْ جَابِبَ الْيَرِ Maka apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama kamu. (Q.S. Al-Isra' [17]: 68)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الفينة، adalah masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Orang mengatakan: من خبية, adalah mata yang bijinya masuk ke batok kepala. Sedang perkataan: عن من من الماء خاسفة , adalah mata air yang telah kering (meresap dalam tanah). Adapun خسفت , adalah matahari itu tertutup, seolah-olah ia masuk ke dalam awan. 11

Khasafal-makaan berarti tempat itu terbenam (ambles: Jawa) ke dalam tanah. dan khasafallaahu bihil-ardha khasfan, berarti Allah membenamkannya ke dalam bumi, misalnya, فَعْنَا مِنْ أَنُونَ اللَّهِ الْأَرْضَ فَنَا كَانَ لَهُ مِنْ فَنَهِ يَنْصَرُونَهُ مِنْ ذُونِ اللَّهِ Maka Kami benamkan Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. (Q.S. Al-Qashash [28]: 81)<sup>2)</sup>

Begitu juga firman-Nya, اَنْ يَفْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اوْيَأْتِهُمُ الْعُدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْغُرُونَ (Q.S. An-Nahl [16]: 45) Maka, Yakhsifu bihimul-ardha, berarti melenyapkan bumi dari wujud, sedang mereka berada di atas permukaannya. <sup>3</sup>

## (خَشَعَ) Khasya'a

Firman-Nya, وَهَشَعْتِ الْأَصُواتُ لِلرَّغَيْنِ Merendahkan suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Arti selengkapnya, berbunyi: Pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok; merendahkan suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. (Q.S. Thaaha [20]: 108)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib *al-khusyuu'* adalah merendah diri (*at-tadharru'*) dan kerapkali *al-khusyuu'* dipergunakan untuk anggota badan. Sedang *adh-dharaa'ah* banyak dipergunakan ketundukan hati oleh karenanya sebagaimana yang diriwayatkan: "Apabila hati tunduk maka tunduk pula anggota badan". <sup>11</sup>

Sejumlah ayat yang memuat kata-kata khusyu' beserta maksudnya, antara lain:

- 1) Khusyu' berarti tidak menjual ayat-ayat Allah, misalnya, خَاشِينَ لِأَنِهَ لَا يَشْتُرُونَ بِأَنِتِ اللّٰهِ لَنَا Mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 199)
- Khusyu' dalam salat, misalnya, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهمْ, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam salatnya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 3)
- 3) Khusyu' dalam bersuara, misalnya, يَوْمَنِدُ يَنْبِعُونَ لِلْاَحْمَنِ فَلاَ نَسْمَعُ اِلاَ هَمْسًا pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelokbelok; dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. (Q.S. Thaaha [20]: 108)
- 4) Khusyu' dalam pandangan, misalnya: أَضَارُفَّ: pandangannya tunduk. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 9) Yakni, tunduk dan rendah diri.
- وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ مِنَ الذَّلِ يَنْظَرُونَ مِنْ طَرَفِ خَفِيْ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِ يَنْظَرُونَ مِنْ طَرَفِ خَفِيْ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِبَامَةِ أَلاَ إِنَّ الطَّالِينَ فَي عَدَابٍ مَقِيمِ (Dan kamu akan melihat

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 22.



<sup>1</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 73.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jdid 7 juz 20 hlm. 96

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 87.

I Mu'jom Mufradot Alfaazhii Qur'an, him. 149.

## ----**-**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orangorang yang beriman berkata: "Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan (kehilangan) keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 45)

### (خَشِيَ) Khasyiya

Firman-Nya, وَاخَشُوا يَوْمُا لاَ يَجْزِي وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودُ Takutlah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikitpun. (Q.S. Luqman [31]: 33)

Keterangan

Al-Khasyah dalam ayat tersebut berarti takut terhadap siksaan. 13 Menurut Ar-Raghib, bahwa al-khasyyah adalah ketakutan yang timbut karena kebesaran/keagungan yang kebanyakan muncul karena didukung oleh pengetahuan (al-'ilmu) akan sesuatu yang menimbulkan ketakutan padanya. 23

Firman-nya, وَانَا مَنْ جَاءِكُ يِسْمَى(٨)وَمُو بِخَشْيَ. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), (Q.S. 'Abasa [80]: 8-9) Maka, yakhsyaa maksudnya ialah takut tersesat.<sup>3</sup>

Selanjutnya di dalam surat Al-A'laa ayat 10, beliau menjelaskan bahwa Yakhsya, yakni orang yang takut kepada Allah ada dua golongan. Pertama, orang yang taat dan mengakui-Nya serta percaya bahwa kelak Allah akan membangkitkan hamba-hamba-Nya untuk menerima pahala dan siksa. Dan kedua, orang yang masih meragukan hal-hal tersebut. 41

## (خَصِاصِةٌ) Khashaashah

:وَيُوْتُرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانْ بِهِمْ خَصاصَةٌ ، Fìrman-Nya (Mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka *memerlukan* (apa yang mereka berikan). (Q.S. Al-Hasyr [59]: 9)

Keterangan

Al-Khashaashah adalah الْفَقْرُ وَالْحَاجِةُ وَسُوءَ (fakir dan buruk kondisinya). Gambaran khashaashah yang ada pada Muhajirin terhadap kaum Ansar.

Adapun at-takhshiish, al-ikhtishaash. al-khushushiyah, dan at-takhashshush adalah memisahkan bagian sesuatu dengan tidak dicampuri (oleh lainnya) dalam suatu kalimat, Dan berarti orang yang mengkhususkannya, خُصِيَّانُ الرَّجُل (terfokus pada sesuatu) dengan bentuk kemuliaan. Sedang ألْخَاصُ, "tertentu", "khusus" adalah أَلْفَاءُ lawan dari ٱلْفَاءُ, "umum". أَلْفَاءُ Misalnya kalimat وَاللَّهُ -seperti yang tertera di dalam firman يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَا يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ اللَّشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ ،Nya Orang-orang kafir :منَ خَيْر منَ رَبَّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian). (Q.S. Al-Bagarah [2]: 105). Yakni rahmat, "pangkat kenabian" adalah perkara yang ditentukan oleh Allah secara khusus menjadi hak-Nya kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya.

## (خَصِفٌ) Khashafun

Firman-Nya, يَغْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقَ الْجِنَّةِ: Keduanya menutupinya dengan daun surga. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 22)

Keterangan

Yakhshifaani dalam ayat tersebut maksudnya keduanya (Adam dan Hawa) menambal dan menempelkan daun di atas daun yang lain. Yakni seperti perkataan seseorang, خصف الْإِسْكَانُ نَعْل "tukang sepatu itu menambal sandal dengan bahan yang sama". <sup>3]</sup>

## (خُصَمَ) Khashama

Firman-Nya, مَذَانِ خَصَمَانِ اخْنَصَمُوا فِي زَيِّمَ ! Inîlah dua golongan (golongan mukmin dan golongan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 32.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 149.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 38.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 125.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bab kha' hlm. 238.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 150.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 118; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 133.

## ~+

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. (Q.S. Al-Hajj [22]: 19)

Keterangan

التُغْضَمُ Adalah perdebatan di antara sesama mereka yang masing-masing membela diri terhadap yang lain. <sup>11</sup> Dan pertengkaran ahli neraka dinyatakan dengan: نَعْاصُمُ أَمُن النَّار (Q.S. Shaad [38]: 64)

Firman-Nya, النَّهُ الْجُصامِ Sekeras-keras penolakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 204) Maka, alaladdu ialah permusuhan yang sangat hebat (alkhasyhiimusy-syadiidit-ta-abbi), dan jamaknya adalah luddun. Makna asal al-aladdu adalah الشاه, yakni kakunya leher hingga tidak mungkin memalingkan wajah sesukanya.

Adapun firman-Nya, وَلاَ تَكُنُ لِلْغَانِينِ فَصِينا janganlah takut kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena membela orang yang berkhianat. (Q.S. An-Nisa' [4]: 105)

Maka غصينا, maknanya adalah al-makhaashim, yakni orang-orang yang membela diri dengan tetap menolaknya. Sedangkan maksud ayat tersebut, ialah dengan sebab pengkhianatan mereka, kamu melakukan pembelaan terhadap mereka, demikianlah pendapat Az-Zamakhsyari. Menurut Imam Ath-Thabari, makna ayat tersebut adalah "Janganlah kamu jadikan orang yang menghianati orang Muslim untuk saling dipertahankan, karena ia sebagai pencuri hak orang yang telah dikhianati."

Firman-Nya, غَلَقَ الْإِنْسَانَ مَنْ تَعْلَقُهُ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. (Q.S. An-Nahl [16]: 4) Maka, al-khashiim, dalam ayat tersebut berarti al-makhaashim, "yang membantah", seperti al-khaliith yang berarti al-makhaalith, "yang mencampuri" dan al-'asyiir yang berarti al-mu'aasyir, "yang mempergauli". Di sini dimaksudkan orang yang mendebat dirinya dan membantah musuh.41

Firman-Nya, قَالُوا وَمُمْ قِهَا يَغْتَصِمْوُنَ Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka: (Q.S. Asy-Sy'araa' [26]: 96) Maka, Yakhtashimuun yang tertera pada ayat tersebut maksudnya, mereka bertengkar dengan berhalaberhala dan setan-setan yang tinggal bersama mereka.<sup>1)</sup>

Firman-Nya, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى لَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا, Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Saleh (yang berseru): "Sembahlah Allah". Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bermusuhan. (Q.S. An-Namt [27]: 45) Maka, Yakhtashimuun yang tertera pada ayat tersebut, maksudnya sebagian mereka mendebat dan membantah sebagian yang lain. <sup>21</sup>

#### (خُصْرًا) Khudhran

Firman-Nya, ئِيْبَابًا خُصْرًا مِنْ مُنْدُسٍ وَإِسْتَارُقٍ; Pakaían híjau dari sutera halus dan sutera tebal. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 31)

Keterangan

Az-Zamakhsyari mejelaskan bahwa أَزْضُ كَنِيْرَةُ yakni tumbuhtumbuhan yang indah menawan. Menurut Ar-Raghib, khadhiratan adalah jamak dari akhdhar dan al-khudhrah adalah satu dari antara dua warna yakni putih dan hitam sedang lebih dekat ke warna hitam. <sup>33</sup> Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, عن الشَّجْرِ الْأَخْصَرِ تَارَا Api dari kayu yang hijau. (Q.S. Yasin [36]: 80)

Sedangkan Khadhiran ialah tumbuhtumbuhan yang warnanya hijau pekat. المُعْنَا بِهِ بَنِاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَصِّرًا . lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. (Q.S. Al-An'aam [6]: 99)

Firman-Nya, فَنُصْبَحُ الْأَرْضُ مُغْصَرَةُ ....lalu jadilah bumi itu hijau.... (Q.S. Al-Hajj [22]: 63) mukhdharrah maksudnya hijau segar lantaran hujan telah membasahi bumi.<sup>5</sup>

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hfm. 131.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an, him. 469

<sup>3.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 510

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. SS.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 86

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 hlm. 145.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 150; Asaasul Balaaghah, hlm. 166.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 7 hlm. 196.

S. A Hassan meneerjemahkan mukhdohoron dengan "hijau segar", lihat Tafsir Al-Furgon, hlm. 656.





## (خَضَعَ) Khadha'a

Firman-Nya, فَلاَ تَغْضَعَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ ...maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di hatinya.... (Q.S. Al-Ahzab [33]: 32)

Keterangan

Ar-Razi menjelaskan bahwa al-khudhuu' adalah tenang dan rendah diri (at-tuma'ninah wat-tawadhdhu'). Dikatakan, khadha'a dengan difathahkan dhat-nya ada dua bacaan, yakni khudhuu'an dan ikhtadha'a. sedang ikhtadha'atnii ilaihil haajjah (kebutuhan itu telah menundukkan diriku). Maka wala takhdha'na, dalam ayat tersebut, maksudnya, jangan lemah lembut berbicara bagi para istri Nabi Muhammad saw. dalam menghadapi lawan bicaranya, yang menyebabkan lawan bicara tertarik. Baca, khusyu'.

Dan tertera pula di dalam firman-Nya, أَعْنَافَهُمْ لَهَا خَاضِعِينُ Kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Yakni gambaran tentang kebesaran mu'jizat yang akan diturunkan dari langit. Arti selengkapnya, berbunyi: Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 4)

## (خَطَئ) Khatha-a

Firman-Nya, وَمَن يَكْسِبُ خَطِينَةُ أَوْ إِلْنَا أَمْ يَرْمٍ بِهِ بَرِينًا, Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan dan dosa, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S. An-Nisa' [4]: 112)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *Khathii-atan* dan *al-Khatii-ah* adalah dosa yang tidak disengaja. Sedangkan *al-itsmu* adalah apa yang dilakukan seseorang sedang ia tahu apa yang dilakukannya itu suatu dosa.<sup>21</sup>

Al-Khathaa', juga berarti "kesalahan berpikir", yakni kemusyrikan dan kemaksiatan terhadap Allah. Lawannya ialah ash-shawaab. المناهام Misalnya, menjadikan Musa a.s. sebagai anak yang diasuh oleh Fir'aun dan Haman merupakan langkah yang keliru, الله عَنْوُا وَمَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِينَ Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (Q.S. Al-Qashash [28]: 8)

Sedangkan al-khaathi-u: orang melakukan kesalahan dengan sengaja. Orang bersalah yang jika ia menghendaki kebaikan akan meninggalkan kesalahan itu, lalu ia mengerjakannya yang lain. Al-khith-u juga berarti : Mereka berkata: "Demi Allah عَلَيْنَا وَانْ كُنَّا لَخَاطِينَ sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)". (Q.S. Yusuf [12]: 91); وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمَلاق تَحَنُّ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ begitu juga, Dan janganlah kamu membunuh: فَتُلْيُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar(Q.S. Allsraa' [17]: 31); dan *al-khith-u* (الْخِطْنُ), baik lafaz maupun maknanya, seperti halnya kata al-itsmu (dosa).31

Begitu juga firman-Nya, لا يَأْكُلُهُ إِلاَ الْغَاطِئُونَ Tidak ada yang memakannya kecuati orangorang yang berdosa. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 37), maka al-khaati-uun: orang-orang yang berdosa. Dikatakan, غيرة ألم ما بين الزجل, apabila dia sengaja berbuat dosa dan kesalahan. الإعلان Yakni berupa makanan bagi penghuni neraka. Sebagaimana firman-Nya: Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 36)

## (خطّنة) Khitbah

Al-Khithbah ialah meminta wanita untuk dijadikan istri dengan cara yang lazim,

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 36.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 31.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 31

<sup>4.</sup> Ibid, pild 10 juz 29 hlm. 58; Az-Zamakhsyan menjelaskan al-Khoath-uun maksudnya adalah mereka orang-orang musyrik, dikatakan wa Khothi-or-Rajuul apabila sengaja berbuat dosa. Lihat, Aal-Kasysyoof, juz 4 hlm. 154.

<sup>.</sup> هن غ , Mu<u>h</u>toorush-Shi<u>hh</u>oo<u>h</u>, hlm. 179, maddah

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 147.



"melamar".1) Dan, Meminang : منْ خطَّبَة النَّبِسَاء wanita-wanita. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 234)

: قَالَ فَمَا خَطْيُكُمْ أَيُّهَا الْمُرسِلُونَ ,Adapun firman-Nya Berkata (pula) Ibrahim: "Apakah urusanmu yang penting (selain itu), hai para utusan?" (Q.S. Al-Hijr [15]: 57) Maka, Khathbukum maksudnya ialah perkara dan urusan kalian yang untuk itu kalian diutus.21

وَلاَ تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ,Sedangkan firman-Nya dan janganlah kamu bicarakan... :ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغُرِفُونَ dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. (Q.S. Huud [11]: 37) yakni, tidak ada pertolongan kepada mereka karena Aku (Allah) pasti menghancurkan mereka. 3]

## (خُطُ) Khaththa

وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخَطُّهُ Firman-Nya, dan kamu sebelumnya tidak :بيَمينِكَ إِذًا لِأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ pernah membaca kitabpun dan kamu tidak pernah *menulis* sesuatu kitab dengan tangan kananmu; andaikan (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkari (mu). (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 48)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, setiap tempat yang ditulis oleh manusia untuk dirinya dan mengukirnya maka ia dikatakan telah mempunyai *khathth* dan khiththah.4

## (الْخَطَفُ) Al-Khathfu

: إِلاَ مَنْ خَطِفَ الْحَطَفَة فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ , Firman-Nya Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 10)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa mencopet dan) الأُخَذُ فِي السُّرَعَة وَاسْتِلاَبِ lalah , الْخَطُّفَةُ mengambil dengan cepat secara tiba-tiba). 9 Abu Manshur mengatakan menurut orang Arab adalah mengambil air susu yang dihangatkan talu menuangkannya sedikit demi sedikit kemudian dimasaknya sedang orang-orang tergesa-gesa (segera mengambilnya) lalu mereka pun mengambilnya dengan cepat. 15

وَقَالُوا إِنْ نَتْبِعِ الْهُدَى مَعْكَ نَتْخَطَفَ Firman-Nya, :Q.S. Al-Qashash [28]: 57) Maka, Alkhathfu: pencabutan dengan cepat. Maksudnya di sini ialah pengusiran dari dalam negeri.21 Sebagaimana yang tertera di dalam firman-وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِن السَّمَاء فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهوي بِهِ Nya Q.S. Al-Hajj [22]: 31) al-khathfu الرّبّخ في مَكَّان سُحِيق yang berarti menyambar dengan cepat. 31

## (خُطُوَات) Khuthuwaat

Al-khuthuwaat (أَنْغَطُواتُ); bentuk tunggalnya adalah خُطُوة, artinya ialah antara kedua kaki binatang ternak. Sedang menurut istilah ialah mengikuti jejak atau meniru perbuatan yang diikuti. أخطوات الشيطان Sedangkan خطوات الشيطان Langkah-langkah setan. Maksudnya ialah bisikan dan godaan ابها الناس كلوا مما في Setan.<sup>5)</sup> Di antaranya bunyi ayat yakni manusia .الأرض خلالا طبيا ولا تثبعوا خطوات الشيطان yang memakan makan yang haram, berarti ia mengikuti langkah setan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: باليها الذين أمنها دخلوا في السلم كافة ولا ,begitu juga ( 168 ... yakni, orang-orang beriman متبعوا خطوات الشيطان ... yang masuk Islam tidak secara keseluruhan (setengah-setengah), berarti mengikuti langkah setan. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 208) Demikian mafhum mukhalafah (pemahaman sebaliknya) dari dua ayat tersebut.

#### (خَفْتُ) Khafata

-Maka pergi : فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتْخَافَتُونَ, Firman-Nya lah mereka saling berbisik-bisikan. (Q.S. Al-Qalam [68]: 23)

Keterangan

Al-Mukhaafatatu, at-takhaafatu dan alkhaftu dengan wazan as-sabtu adalah isragrulmanthiq (merahasiakan pembicaraan). 8] Imam Al-

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 him. 190.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 29

<sup>3.</sup> Shafwaatut Tafaasiir, plid 2 film. 15, di dalam Asaasul Balaghah, hlm. 167 dinyatakan,حاطية أحسن الغطاب, yakni berhadap-hadapan dalam berbicara. Seperti yang tampak di dalam firman-Nya, الرخس لايملكون منة خيلانا Yang Maha Pemurah mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. (Q.S. An-Naba' [78]: 37) yakni, berbicara dalam keadaan berhadap-hadapan

<sup>4.</sup> Mu'yam Mufradat Alfoazhil Qur'an, him. 151.

<sup>5.</sup> Ibnu Manzhur, Lisoanul 'Araab', jilid 9 hlm '75 maddah 🗉 🕒 : Tofsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm 43.

غ ما **ي. 1. Ibid**, jilid 9 hlm. 79 maddah

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 73.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 108

<sup>4</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm 41.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 78.

<sup>6.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, him 181, maddah, ... ... -





Mawardi menjelaskan makna-maknanya, antara lain bahwa fanthaliquu wahun yatakhaafatuun ialah yatakallamuuna (mereka bercakap-cakap), demikian kata Ikrimah; kedua, maknanya adalah mereka merahasiakan percakapan mereka supaya tak seorangpun mengetahuinya, demikian kata 'Atha' dan Qatadah; ketiga, maknanya ialah mereka menyembunyikan diri mereka dari penglihatan manusia sehingga tidak diketahui keberadaannya; keempat, maknanya ialah di antara mereka saling tidak memberi isyarat (tutup mulut).<sup>1</sup>

## (خَافضَةٌ) Khaafidhatun

Firman-Nya, وَاخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحُ الذَّنِ مِنَ الرَّحْمَةِ. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. (Q.S. Al-Isra' [17]: 24)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa نفط , dalam ayat tersebut, adalah "merendahkan sayap". Yang dimaksud adalah tawadhu' dan merendah diri. <sup>2)</sup> Asalnya, apabila burung hendak memeluk anaknya, maka dia membentangkan sayapnya kepadanya. Kedua sayap manusia adalah kedua sampingnya. <sup>3)</sup>

Sedang khafdhu (rendah) lawannya ra'fah (tinggi). Merupakan sifat hari Kiamat. Seperti firman-Nya, عُنَفِضَةٌ رَفَعَةً (Al-Waaqi'ah [ 56]: 1-3)

Yakni, Kami tinggikan golongan yang lain dan Kami rendahkan golongan yang lain, hal ini diisyaratkan di dalam firman-Nya, غُمُ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ مُنافِينَ (Q.S. At-Tiin [95]: 5)4)

## (خَفَّ) Khaffa

Firman-Nya, انَفِرُوا جِفَافًا وَثِفَالًا وَجَامِنُوا بِأَمْوَالِكُمْ, Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. (Q.S. At-Taubah [9]: 41)

Keterangan

Al-Khifaaf adalah kata jamak dari khafiif (ringan): dan ats-tsigaal bentuk jamak dari

(ringan); dan ats-tsiqaal bentuk jamak dari

1. An-Nukatu wal 'Uyuun Tafsır Al-Mawardı, juz 6 hlm, 68; Yatakhaafatuun maksudnya ralah Yantajuunas-siraara wal-kalaamul-khafiy (mera-

hasiakan perkataan). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jihd 3 hlm 216

tsaqiil (berat). Keduanya bisa terdapat pada tubuh dan sifat-sifat manusia, seperti sehat, sakit, kurus, gemuk, semangat, malas, muda dan tua. Bisa pula terdapat pada sebab dan keadaan; seperti sedikit dan banyaknya dan tidak adanya kendaraan, serta tidak ada dan tidak adanya kesibukan. Maksudnya, berangkatlah kalian dalam keadaan bagaimanapun juga, baik dalam keadaan mudah maupun susah, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sedikit perbekalan maupun banyak dan sebagainya.<sup>1</sup>

## (خَافَتُ) Khaafat

Firman-Nya, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ يَعْلِينا نُشُورًا ,dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 128)

Keterangan

lbnu Manzhur menjelaskan masing-masing bentuk jamaknya adalah الْخَفَافُ وَخَفَافُ وَخَفَافُ وَخَفَافُ (بَعْتَمُ وَخَفَافُ وَخَفَافٌ وَخَفَافٌ (menerimanya) dan dikatakan: جَنْبُ الْإِبْلِ عَلَى خُفْبُ وَاحِدٍ, apabila sebagian mengikuti sebagian lainnya seakan-akan ia adalah tetesan air hujan (الْمُطَارُ).

Firman-Nya, وَأَمَّا مِنْ خَفَّتُ مَوَارِيفَةُ Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, (Q.S. Al-Qaari'ah [101]: 8) Maka, *Khaffat* mawaazinuhu. Dikatakan, *khaffa miizanuhu*, "kadar bobotnya nihil". Jadi, seakan-akan jika ditimbang, bobotnya tidak akan naik.<sup>51</sup>

وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَئِكَ وَلاَ نَخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ ، Firman-Nya وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَئِكَ وَلاَ نَخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ dan janganlah kamu mengeraskan : يُؤِنَّ ذَلكَ سَبِيلًا

Tafsir Al-Maraghi, jillid 5 juz 15 film. 31.
 Ibid, jillid 5 juz 14 film. 43-44; lihat penjelasannya pada surat Al-Hijr.
 88.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, him. 153

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilld 4 juz 10 blm. 123.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 2 juz 5 hlm. 169

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 95.

ه د د د الله 4. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 9 hlm. 81 maddah د د د د

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghs, jilid 10 juz 30 hlm 227.





suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu." (Q.S. Al-Israa' [17]: 110)

Dikatakan, خَافَتِ الرَجْنَ بِقِرَابِهِ: Orang itu membaca dengan tidak meninggikan suaranya. Sedang takhaafatul-qaumu, artinya kamu itu berbisik-bisik sesamanya.<sup>1]</sup>

Firman-Nya, يَنْتَغَافِئُونُ بَيْنُهُمْ إِنْ لَبِئُنُمْ إِلاَ عَشْرًا; mereka berbisik-bisik di antara mereka: "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)". (Q.S. Thaaha [20]: 103) Maka, Yatakhaafatuuna bainahum berarti mereka merendahkan suara, karena mereka melihat hal menakutkan yang amat dahsyat.<sup>21</sup>

Begitu juga kata Khafiyyan berarti lembut, yakni salah satu lafaz yang menyifati doa yang dipanjatkan oleh Zakariya kepada Tuhannya. إذ Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, أ yaitu tatkala ia berdoa kepada: نَادَى رَبُّهُ بَدَاءُ خَفَيًّا Tuhannya dengan suara yang lembut. (Q.S. Maryam [19]: 3); yang di antaranya, bentuk kelebutan (Khafiyyan) doanya tersebut ialah, la berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yaʻqub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai". (Q.S. Maryam [19]: 3)

- وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفْ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ, Firman-Nya, وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفْ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 10) maka *Al-Mustakhfii*, maksudnya, yang sangat tersembunyi. <sup>5)</sup>

Dan firman-Nya, وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْفَوْلِ فَإِنَّهُ يَعَلَمُ السَّرَ (Q.S, Thaaha [20]: 7) Akhfaa maksudnya, lebih tersembunyi dibanding rahasia itu sendiri; yaitu apa yang terbetik di dalam hatimu tanpa kamu ucapkan seketika. ال

Dan firman-Nya) إِنَّ السَّاعَةُ عَائِيَةُ أَكُونُ أَخْفِهَا لِتُجْزَى, (Q.S. Thaaha [20]: 15) Akaadu ukhfiiha, maksudnya, berlebihan dalam menyembunyikan dan tidak menampakkannya, seperti Aku berfirman bahwa kiamat itu akan datang.<sup>21</sup>

Selanjutnya, beliau mengatakan, telah menjadi kebiasaan orang Arab apabila berlebihan dalam menyembunyikan rahasia, dia akan berkata: "Sesungguhnya aku menyembunyikan rahasiaku dari diriku sendiri". Maksudnya, dia menyembunyikan rahasianya secara sungguhsungguh.

فَاصَبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقِّ وَلاَ,Adapun firman-Nya (Q.S. Ar-Ruum [30]: 60) يَسْمُجَفَّنُكُ الَّذِينَ لاَ يُوتِيُّونَ

Terhadap ayat tersebut, menurut Az-Zujaj bahwa نَسْتَجَفُنُكُ maknanya janganlah takut karena kamu berpegang dengan agamamu, yakni janganlah orang-orang yang tidak yakin (tak beriman) itu dapat mengeluarkan kamu dari agamamu karena mereka itu kaum yang sesat lagi penuh keraguan (dhalaalun syaakkuun).31

# (ٱلْخُوْفُ) Al-Khauf

Firman-Nya, فَمَنْ تَبِغَ مُنَايَ فَلاَ حَوْفٌ عَلَيْمَ وَلاَ مُمْ ...maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. Al-Bagarah [2]: 38)

#### Keterangan

Al-Khauf ialah kepedihan yang dirasakan seseorang karena khawatir akan tertimpa sesuatu yang buruk, atau sakit karena berpisah dengan yang dicintai. Ringkasnya adalah takut.<sup>4</sup>

Dan firman-Nya, وَاذْكُرْ رَبُكَ فِي نَفْسِكَ تَصْرُعُا وَخِيفَةً (Q.S. Al-A'raaf [7]: 204) maka ialah takut (alkhauf), asalnya خَوْفَةً, yakni wawu diganti dengan ya'kemudian dikasrahkan sebelumnya. Al-Jauhari berkata: خَيْفٌ وَالْخَوْفُ jamaknya ialah

<sup>1.</sup> Ibid. iilid 5 juz 15 hlm. 104.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraght, µlid 6 juz 16 hkm. 148.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 32.

<sup>4.</sup> Ibid, jdid 3 juz 8 hlm. 175.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 74.

<sup>1 #</sup>bid, jilid 6 juz 16 hlm. 94.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 6 juz 16 hlm. 97.

<sup>3.</sup> Ibnu Manzhur, Lisoanul 'Araab, jilid 9 hlm. 80 maddah هن ال

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid I juz 1 hlm. 96.

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



asalnya dengan wawu. Dalam ayat tersebut kata khiifatan dimaksudkan agar mengingat Allah di hatinya, karena menyembunyikan adalah termasuk di dalam keikhlasan dan mendorong untuk dikabulkan. <sup>1</sup>

## (خَلَدَ) Khalada

Firman-Nya, وَقَالُ مَا يُهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاّ ...dan setan berkata: "Tuhan kamu tidak metarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekat (dalam surga)". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 20)

## Keterangan

Minal-khaalidiina berarti, orang-orang yang tidak mati selamanya.<sup>2)</sup> Dan khaalidiin tersebut ditujukan kepada Adam dan Hawa sebagai bujukan dari setan selaku penasehat keduanya.

Adapun يَوْمُ الْخُلُودِ adalah hari kekekalan. Yakni surga. Misalnya, ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. (Q.S. Qaaf [50]: 34)

Sedangkan pelayannya disebut mukhalladun, seperti dinyatakan, وَرَسُوفَ عَلَهُمْ وَلَدَانُ مُعَلَّدُونَ إِذَا Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. (Q.S. Al-Insan [76]: 19) Maka, Mukhalladuun maksudnya, mereka kekal pada kemegahan dan keindahan, tidak tua dan tidak berubah. Dikatakan kepada seorang laki-laki yang tidak tanggal giginya dan tidak keropos, dengan makhallad. 1

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa alkhulud adalah dawaamul baqa' (menetap lama), yakni tidak keluar darinya. Dikatakan: خَنْدَ يَعْلُدُ عَنْدُ yakni baqiya wa damaa (langgeng, terusmenerus). الم

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Alkhuluud, ialah "diam lama sekali". Kata tersebut biasa dipakai oleh kalangan Arab dengan perkataan, خَنْتَ فُلانٌ سِجْنِ, artinya si fulan telah mendekam di penjara dalam tempo yang sangat lama.

1. Fothul Qadiir, jilid 2 hlm. 280.

Sedang al-khuluud, menurut istilah syara', ialah 'menetap secara langgeng". المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهجة المناهج

# (خَلُصَ) Khalasha

Firman-Nya, إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ Sesunggunya Kami telah *menyucikan* mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. (Q.S. Shaad [38]: 46)

Keterangan

Khaalishatun (خابصة) adalah tingkah laku yang suci tanpa cacat. Yaitu mengingat negeri akhirat dan beramal untuknya. Yakni, lantaran keikhlasan mereka mengingatkan negeri akhirat, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang terpitih. Khulashuu juga berarti "mengasingkan diri dari orang banyak". Sebagaimana firman-Nya, خلنا استَنْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجْهَا استَنْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجْهَا استَنْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجْهَا استَنْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجْهَا الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله 
Firman-Nya, نَسْقِيكُمْ مِثا فِي بُطُونِهِ مِنْ يَبُنِ فَرَبُ وَذَمْ Eirman-Nya, نَبْنَا خَالِصًا سَاتِغًا لِلشَّارِينَ ...Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (Q.S. An-Nahl [16]: 66) maka Khaalishan, berarti, dibersihkan dari segala zat lain yang menyertainya. <sup>6)</sup> Baca Mukhlishiin.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 117.

<sup>3</sup> tbid, jilid 10 juz 29 hlm. 167.

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Lisoonul 'Aroob, jilid 3 h/m. 164 maddah  $s \downarrow t \pm$ 

غ ل د 5. *Ibid*, jilid 3 hlm. 164 maddah غ ل د

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm 95.

<sup>2.</sup> libid, jilid 1 juz 2 him. 29, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa al-khu-luud adalah yang tetap dan terus-menerus (la yangathi'u, tidak ada putus-putusnya), dan terkadang dipakai secara majoz tentang tempo yang lama. Sedangkan hum filiha khoalduun (عارية عَنْ الْمَرْفَقْ مِنَا اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِيْمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ و

<sup>3</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 127.

<sup>4.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no 3373 hlm. 896.

<sup>5</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 5 juz 13 hlm. 25.

<sup>6.</sup> Ibid, plid 5 juz 14 hlm. 101.

# -

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (خَلُطَ) Khalatha

Firman-Nya, إِنَّنَا مَثَلُ الْخَيْاةِ الدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْكُنْ النَّاسُ Sesungguhnya السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَّ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia.... (Q.S. Yunus [10]: 24)

Keterangan

Fakhtalatha maksudnya ialah lalu tumbuh dengan air itu dari tiap-tiap warna. 1

## (اَلْخُلُطَاءُ) 'Al-Khulathaa

Firman-Nya, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْغَلْطَاء تَبَتَغِي بِعُطَيْمَ عَلَى dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. (Q.S. Shaad [38]: 24)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Al-Khulathaa' adalah kenalan-kenalan atau pembantu-pembantu yang telah mengadakan hubungan erat dan pergaulan kental sesama mereka. Kata-kata ini merupakan jamak dari غالطً

# (خَلَعَ) Khala'a

Firman-Nya, نَاخَلَغُ نَطَيْكُ : Maka *tinggalkanlah* kedua terompahmu. (Q.S. Thaaha [20]: 12)

Keterangan

Al-Khal'u adalah Khal'ul Insaan, yakni melepaskan pakaiannya, tempat tidurnya dan kain panjangnya (gamisnya).<sup>3</sup>

# (خِلاَف) Khilaafun

Firman Allah, وَإِنْ كَاذُوا لَيْسَتُعَبُّرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيَغْرِجُونَ. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri (Mekah) untuk mengusirmu daripadanya dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. (Q.S. Al-Isra' [17]: 76)

#### Keterangan

Al-Khilaafa dan al-mukhaalafa mempunyai arti yang sama. Khilafahu biasa diartikan "sesudahnya" (نَفْتَ). Dikatakan: خَلْفَةُ "saya duduk sesudah si fulan". الإملام khilafu menunjukkan makna waktu, "sesudah" (بَعْتُ).

Begitu juga firman-Nya, زَمْنُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعْ (Q.S. At-Taubah الْخُوَالِفِ وَمَلْبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَهُمْ لا يَفْقَهُونْ (Q.S. At-Taubah [9]: 87) Maka, Al-Khawaalif ialah al-khaalif ialah yang berada di belakangku lalu duduk setelah aku. <sup>21</sup> Maksudnya adalah orang-orang yang tidak ikut berperang.

Al-Mukhaalafah pada ayat tersebut berarti menyalahi, seperti masing-masing menempuh cara yang berbeda dengan cara orang lain dalam keadaan maupun perbuatannya.<sup>3]</sup>

## (خُلْفَاءُ) Khulafaa

Firman-Nya, وَنَكُ يَعِيبُ الْمَصُطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَتَكَشَعُمُ الْمُرَصِ Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? (Q.S. An-Naml [27]: 62)

#### Keterangan

Kata غَنْهُ: adalah kata jamak, dan bentuk tunggalnya غَنْهُهُ: berasal dari بِلاَقُهُ yang berarti "kekuasaan". <sup>4</sup> Dan bentuk jamak yang lainnya dari غَنْهُمُ adalah غَنْهُهُ. misalnya: خَنْهُمُ enguasa-penguasa di bumi. (Q.S. Al-An'am [6]: 165) yang berarti jenis lain dari makhluk sebelumnya. <sup>5</sup>

<sup>5.</sup> Ibid. jilid 3 juz 8 hlm. 88.



<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 144.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 23 hlm. 108.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 156.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 173; penjelasan tersebut di atas diambil dan surat At-Taubah ayat 81. dan pada ayat ke-83 dari surat At-Taubah ayat 83, beliau (Al-Maraghi) menjelaskan bahwa Al-Mukhaflafuun berasal dari kata khollofo fuloanon yang berarti meninggalkannya di belakangnya

<sup>2</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 137.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 139.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 6.



Sedangkan contoh khalifah menurut Al-Qur'an adalah Nabi Dawud a.s., sebagaimana firman-Nya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikankamu khalifah di muka bumi ini, maka berilah putusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Q.S. Shaad [38]: 26)

Dari ayat tersebut, seorang khalifah bertugas memutuskan perkara secara adil, dan tidak mengikuti hawa nafsu sehingga menimbulkan kesusahan. Dan inilah khalifah yang sebenarnya, di antaranya Dawud a.s. Lantaran ia seorang nabi yang diberi Zabur, عَوْ أَمْتِنَا وَالْوَدُ رَبُونَا Zabur, وَالْقِيْنَا وَالْوُدُ رَبُونَا ... Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (Q.S. An-Nisa' [4]: 163)

Dari akar kata kha-la-fa, terdapat perbedaan penggunaannya. Maka الْخَلْفُ (huruf lam disukunkan), dipakai untuk arti "generasi yang jahat". Sedang الْخَلَف (huruf lam diharakat fathah) dipergunakan untuk "generasi yang baikbaik". 11 Contoh generasi yang jahat, di antaranya فَخَلَفَ مِنْ يَعُدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِتَابُ يَأْخُذُونَ dinyatakan, فَخَلَفَ مِنْ يَعُدِهِمْ عَرَضَ هَذَا الْأَذَنَى Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, (Q.S. Al-A'raaf [7]: 169). Kemudian ciri mereka yang lain, dinyatakan pula dalam firman-Nya, .Q.S) فَخَلْفُ مِنَ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الْصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشُّهَوَاتِ Maryam (19): 59) yakni menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu.

# (خِلْفَةً) Khilfatan

Firman-Nya, وَمُوْ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّبَارَ حَلَقَةً dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti.... (Q.S. Al-Furqan [25]: 62)

#### Keterangan

Khilfatan, "silih berganti". Yakni datangnya malam hari terhapusnya siang hari, dan munculnya siang hari habislah waktu malam hari. Sedangkan menurut Imam Al-Bukhari, kata khilfatan pada ayat tersebut di atas lebih ditujukan kepada kesempatan beramat. Yakni orang yang amalannya luput malam harinya dan mendapati di siang hari. <sup>1</sup>

Begitu juga pergantian siang dan malam dinyatakan, وَمُوْ النَّبِي يُخِي وَنُمِيتُ وَلَهُ اخْبِلافُ اللَّئِلِ وَالنَّهَارِ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 80). Maka, Ikhtilaaful-laili wan nahaari; pertukaran malam dan siang. Berasal dari perkataan, فَلانٌ يَخْتَلِفُ إِلَى berarti si fulan berbolak-balik datang dan pergi kepada si fulan yang lain. 21

Adapun firman-Nya, فَلاَفَطِعْنَ ٱبْدِيكُمْ وَأَرْجِلُكُمْ مِنْ ظلافَطِعْنَ ٱبْدِيكُمْ وَأَرْجِلُكُمْ مِنْ Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik.... (Q.S. Thaaha [20]: 71)

Maka, *Min khilaafin*; dari keadaan yang berbeda-beda. Umpamanya yang dipotong adalah tangan kanan dan kaki kiri. <sup>3</sup>

Firman-Nya, نَغَنَخُ مِنْ بَطُونِا شَرَابٌ مُغَنَّلِفٌ ٱلْوَانُهُ ...Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya.... (Q.S. An-Nahl [16]: 69) Maka, Mukhtalifun alwaanuhu maksudnya ialah beraneka warna, dari putih, kuning dan hitam, sesuai dengan perbedaan tempat tumbuh.41

### (خلق) Khalaqa

Firman-Nya, إِنْ رَبُّكُمُ اللّٰهُ الّذِي خَلَقَ السُّمُواتِ وَالْأَرْضِي لِمُعْنِي اللّٰيِلَ النَّبِارَ يَطْلُبُهُ حَبِينًا وَلِيسَّةُ فَاللّٰهِ النَّبَارِ يَطْلُبُهُ حَبِينًا وَلِيسَّةُ وَالْمُتَوْنِ عَلَى الْعَرْضِ لِمُعْنِي اللّٰيِلَ النَّبَارَ تَبَارِكَ وَالشَّمْسَ وَالْفُمْرَ وَالنَّجُومَ مُسْتَخُرَاتٍ بِأَمْرِهِ اللّٰهُ الْغَلْقُ وَالْفُتْرَ تَبَارِكَ : Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas `Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 54)

#### Keterangan

Al-Khalqu pada ayat tersebut ialah penentuan ukuran.<sup>5</sup>1 Sedang yang dimaksud di

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 97; lbnu Manzhur menjelaskan bahwa ai-khalfu datang sebagai ganti dari sebuah khilaatah, dan ai-khalfu yang datang dengan makna at-takhalfuf dari orang-orang yang datang sesudahnya. Adapun generasi yang baik (mahmuudah) disebut dengan kata منابعة. Sedang-kan untuk generasi yang rusak (madzmuumah) disebutnya dengan علية المنابعة للمنابعة p>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 173.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jihid 6 juz 18 hlm. 44.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 127.

<sup>4</sup> *Ibid,* jilid 5 juz 14 hlm. 101.

<sup>5.</sup> Ibid, pilid 3 juz 8 hlm. 169.

# **→**

## ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sini ialah pengadaan menurut ukuran. Orang mengatakan: خلق الغيّاط النوب, "penjahit itu mengukur kain sebelum memotongnya". Maksudnya kami ucapkan/tentukan ukuran pengadaanmu sekalian, kemudian Kami bentuk bahanmu menjadi sedemikian rupa. المحافظة Menurut Ar-Raghib al-khalqu pada asalnya ialah ketentuan yang lurus (at-taqdiirul mustaqiim) yang dipergunakan dalam hal mengadakan sesuatu tanpa ada asalnya dan tanpa ada yang membantunya. المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحا

Firman-Nya, المَّنْ خُلْقًا أَمْ مَن خُلُقًا المَّامُ السَّلَّةُ خُلْقًا المَّامُ السَّلَّةُ المَّامُ السَّلَّةُ المُّامِةُ Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atau apa yang telah Kami ciptakan itu?"... (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 11) maka السَّلُ خُلْمًا maksudnya ialah lebih sulit penciptaannya dan lebih sukar mewujudkannya.

Adapun Al-Ikhtilaaq adalah kedustaan yang diada-adakan. أعلا المعالمة ألم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

# (خَلاَقٌ) Khalaaq

فَإِذَا فَضِيْتُم مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهُ,Firman-Nya كَتِكُرُكُمْ ءَابَاءكُمْ أَوْ أَشَدُ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا ءَاتِنا فِي

1 Ibid, jihd 3 juz 8 hlm 110.

## Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Al-khalqu dikatakan di dalam makna al-makhluuq, sedang al-khalqu dan al-khulqu pada asalnya adalah satu seperti kata asy-syarbu dan asy-syurbu (minum), dan juga seperti kata as-sarmu dan as-surmu (penyakit yang ada pada dubur, wasir). Namun al-khalqu khusus berkaitan dengan tata cara (al-hai-ah), hal-hal yang musykil (tak masuk akal) dan bentuk-bentuk lain yang dapat dijangkau oleh penglihatan. Dan al-khalaaq adalah sesuatu yang diusahakan oleh manusia (al-Insaan) karena memiliki kelebihan yang berupa akhlaknya. 21

Senada dengan pengertian ayat di atas ialah: أولنك الذين ليس لهم في الاخرة الاالثار. (Q.S. Hud [11]: 15),<sup>3)</sup> tidak mendapat bagian di akhirat setain neraka, dan tabi'at mereka sebagai berikut:

- Mereka yang mengatakan: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah Pemelihara segala sesuatu. (Q.S. Hud [11]: 12) sebagai ejekan dan peremehan kepada utusan Allah, sehingga sempit dada utusan-Nya.
- 2) Mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu", yang demikian itu mereka menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. (Q.S. Hud [11]: 13) Dan ditutup oleh ayat 15 yang berbunyi: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali

<sup>3.</sup> Menurut menurut Ibhu Abbas bahwa ayat: بليس لهم ني الاخرة الا النار . makna zahirnya ialah بليس يعيث لهذا اربعث الله الله المال hak yang mereka peroleh bidak lain melainkan neraka". Lihat, *Al-Muharzar Al-Wajiiz*, juz 7 hlm. 254.



<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'on, hlm 158, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa asal al-khalqu ada dua macam, 1] العقل berarti التقليق الإنجاز الإنجاز الإنجاز الإنجاز الإنجاز الإنجاز الإنجاز الإنجاز الإنجاز الإنجاز المعلق الإنجاز المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق

<sup>3.</sup> Tafsir At-Maraghi, jihd 6 juz 18 hlm. 12.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 45.

<sup>5.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm 159.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jılıd 8 juz 23 hlm. 45.

<sup>7.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 95.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 159.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 159.

# **46**

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan? (Q.S. Hud [11]: 15)

3) Orang yang menukar kitabullah dengan sihir, seperti yang tertera di dalam firman-Nya, وَلَقَدْ عَلِيْهُوا لِنَ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَجْرَةِ مِنْ خَلاَقٍ. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 102)

أخلاق Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa artinya bagian atau keuntungan nasib. 11 Dikatakan: yakní seakan-akan ia mendapatkan فَلاَنٌ خَلِيْقُ بِكَذَا kondisi, nasib seperti itu.2] Dan maksud ma lahu fil-aakhirati min khalaag pada surat Al-Bagarah ayat 200 tersebut di atas ialah tidak memperoleh bahagian keuntungan di akhirat; yakni orang yang meminta kebahagiaan di dunia saja. Ayat tersebut menyindir orang-orang yang telah pergi haji yang hanya mengejar keuntungan materi semata. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa mereka menyesali amal mereka sendiri karena tidak ikhlas.31 Yakni, yang menjadi faktor utama ialah niatnya dan bekal berupa ketakwaan. Seperti dinyatakan di dalam surat Al-Bagarah sesungguhnya bekal yang :فَإِنْ خَيْرِزَادِ التَّقْوَى :203 :[2] terbaik adalah ketakwaan. Baca sya'aa-irillah.

Kata khuluq mengandung dua makna, yakni kebaikan dan keburukan, dan di antaranya dijelaskan sebagai berikut:

Begitu juga firman-Nya, هَاسَتَمْتَعُوْا بِغَلَاقَهُمْ "mereka bersenang-senang dengan bagian mereka," (Q.S. At-Taubah [9]: 69). Yakni bagian berupa harta benda dan anak-anak. Kebaikan. Seperti firman-Nya, وَإِنْكُ لَعَلَى خُلْقِي عَظِيمٍ.
 Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Al-Qalam [68]: 4)

Maka khuluq pada ayat tersebut maksudnya Rasulullah saw. Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa غُلْق, dengan didhammahkan di awal dan huruf yang kedua ialah sifat yang melekat kuat (raasikhah) dalam jiwa yang darinya tubuh perbuatan-perbuatan (af'aal) tanpa dibuat-buat (ghaira takalluf), dan jamaknya ibnu أَخْلاقُ خُلُق عَظِيم Abbas dan Mujahid mengatakan bahwa adalah agama yang luhur (diinul-Islaam). Dan -ialah *Adaabul* خُلُق عَظيم menurut Al-Hasan bahwa Qur'an, "berperadaban Qur'an". Dikatakan demikian karena ia melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Hal ini dapat خُدُ الْعَفْوَ وَ أَمْرٌ يَا الْمُعْرُوفِ وَ ,dipahami dari bunyi ayat berilah maaf kepada mereka dan)أغرض عَن الْجَاهِلِيْنَ perintahkan kepada mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 199),2)

# (الْخَلاَقُ) Al-Khallaaq

Al-Khallaaq (الْغَلاقُ): (Maha Pencipta), di antaranya tertera di dalam firman-Nya, إِنْ رَكَكَ مُو الْغُلاقُ الْعَلِيمُ: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Hijr [15]: 86)

Misalnya Pencipta langit dan bumi, seperti dinyatakan, اَوْلَيْمَن اللَّذِي خُلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Yasin [36]: 81)

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 104.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 159.

<sup>3.</sup> Asy-Syaukani, Muhammad 'Ali bin Muhammad, Fothul Qadiir Al-Joami' Boind Foniyyur-Riyaayuh Wad-Diraayah Min 'limit-Tafsiir, Door Al-Fikr, (Lt), Jilid 1 hlm. 488.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 85.

<sup>1.</sup> Mu'jam Lughotul Fuqahoa'. hlm. 177; firman-Nya. ورائك لعلا خلال عليه المرائعة (Q.S. Al-Qalam [68]: 4) Maka, 'alo khulugin berarti diinun(agama). Lihat, Haotsiyotush-Shoowiy 'aloa Tofsir Jalolain, juz 6 hlm. 221. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa 'ala khuluqin 'azhiim terdapat tinga pendapat antara Jain, berarti berperadaban Al-Qur'an (adabul-qur'an), demikianlah yang dikatakan oteh 'Athiyah; kedua, 'alo khuluqin 'azhiim maksudnya jalah agama Islam (diinul Isloom), demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Abu Malik; ketiga, 'alo khuluqin 'azhiim adalah budi pekerti yang mulia t'aloo thab'in koriim). Selanjutnya, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa hakikat al-khuluq adalah adab kebiasaan yang diambil oleh manusia dari dirinya sendiri yang disebut dengan khulqan karena ia menjadi seperti naluri dan pembawaan (ath-thab'u wa al-ghariizah). Lihat, an-Nukatu wal 'Uyuun Tafsir Al-Moawardı, juz 6 hlm, 61

Tafsir Al-Ourtubi, jilid 10 juz 18 hlm. 149; Lihat juga, Tafsir Al-Baghawi, juz 4 hlm. 346.



# (مُخْلُقَةٍ) Mukhallaqah

Firman-Nya, بِالْتُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِنْ الْبَعْثِ مُعْلَقَةٍ ثُمْ مِنْ مُصَعْةٍ مُخْلَقَةٍ لَمْ مِنْ مُصَعْةٍ مُخْلَقَةٍ لَمْ مِنْ مُصَعْةٍ مُخْلَقَةٍ لَمْ مِنْ مُصَعْةٍ مُخْلَقَةٍ لِنَاتِنَ لَكُمْ لَلَهُ لِمُنْ مُصَعْةٍ مُخْلَقَةٍ لِنَاتِنَ لَكُمْ لله Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, (Q.S. Al-Hajj [22]: 5)

Keterangan

المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المال

## (خلّ) Khalla

Firman-Nya, وَاتَّغَدُ اللَّهُ إِبْرَامِيمَ فَلِيلًا: dan Allah mengambil Ibrahim menjadi *kesayangan-Nya*. (Q.S. An-Nisa' [4]: 124)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menyatakan, bahwa *al-khaliil* adalah orang yang dicinta; diambil dari *al-khullatu*, yaitu kecintaan yang merasuk dan membaur di dalam jiwa. Penyair mengatakan:

وَقَدْ تَحَلَّلْتِ مَسْلَكَ الْرُوْحِ مَثَى ﴿

وَمَذَا سُمِيَ الْخَلِيْلُ خَايِّلاً ۚ

"Engkau telah masuk merasuki jiwaku karenanya, yang masuk merasuk itu dinamakan al-khalil".<sup>3</sup>]

الْاَخِلاَءُ يَوْمَئِذَ بَعْضُهُمَ لِبَعْضِ , Adapun firman-Nya Teman-teman akrab pada hari itu عَدُوَّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ menjadi musuh antara satu dengan yang lain kecuali orang yang bertakwa. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 67)

Maka, الأفلائ adalah kata dalam bentuk jamak dari فيين yang artinya "teman akrab". أ

Sedang اَلْجِلَان, adalah bentuk jamak dari khalalun yang berarti celah-celah. <sup>21</sup> Sebagaimana firman-Nya, أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْهَنَ قَرَارًا وَجَعَلَ جَلالَهَا أَيْهَا وَلِهِ الْكَامِةِ siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungaisungai di celah-celahnya, (Q.S. An-Naml [27]: 61)

Dan, Min khilaalihi pada ayat tersebut maksudnya ialah dari belahan-belahannya yang terjadi akibat penumpukan; bentuk jamak dari khalal, seperti jibaalun bentuk jamak dari jabalun. Sebagaimana firman-Nya, فَنْرَى الْوَدَقَ يَعْفُرُخُ maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. (Q.S. An-Nuur [24]: 43) Yakni, dari antara tumpukan-tumpukan awan.

# (خَلَى) Khalay

Firman-Nya, نخلُوا سببلغم: maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Arti selengkapnya, berbunyi: Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyanyang. (Q.S. At-Taubah [9]: 5)

#### Keterangan

Dikatakan, خَلَيْتُ فَلاَتًا, berarti saya meninggalkan si Fulan seorang diri, kemudian dikatakan untuk setiap tempat yang tak berpenghuni (kosong). Dan, begitu pula, غَلِيْهُ berarti ditinggal mati suaminya. Dan untuk kapal yang ditinggal pemiliknya dikatakan dengan khiliyyah. Deperti firman-Nya, وَقِنَا خُلُوا إِلَى سَيَاطِينِهُمْ Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 14)

Ibnu Faris, Abu Husain. Ahmad Zakariya, Mu'jom Moqooyiisul Lughah, Cet. ke-1 (tahun 1366 H). Doarul Hayoo' Al-Kutub Al-Arobiyyah 'Isa Al-Baabi Al-Halabi Asy-Syirkah, juz 2 hlm. 113, 114.

<sup>2</sup> Shafwaatut Fafaasiir, jilid 2 hlm 281.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jılıd 2 juz 5 hlm. 163.

<sup>1.</sup> tbid, jilid 9 juz 25 hlm. 106.

<sup>2.</sup> Ibid, pild 7 juz 20 hlm. 5

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm 117.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 166.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Mu'jom Mulradot Alfoazhil Qur'an, hlm. 159.

<sup>6.</sup> Ibid. hlm. 159

# \*

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Terkadang ia (khalaa) bermakna "terlewat", "melewati" dan "lalu", "lampau", Misalnya perkataan, ٱلْقُرْنُ الْخَالِيَةُ, artinya "abad yang telah lalu". أَنْ أَرْسَلْقَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا :yang telah lalu". الله المناقبة بالْحَقِّ بَشِيرًا :Q.S. Fathir [35]) . وَنَدُيرًا وَإِنْ مَنَ أَمُّهُ اللَّا خَلاَ فَيَهَا نُدَيرًا 24). Yakni, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada masing-masing umat seorang nabi yang menegakkan hujjah. Ungkapan redaksi ayat di atas dimaksudkan bahwa diutusnya Muhammad saw. bukaniah perkara bid'ah (mengada-ada). melainkan sebuah ketetapan sebagaimana diutusnya para rasul sebelumnya. Seperti أَمْ يَقُولُونَ افْتُرَاهُ بَلَ هُوَ الْحَقُّ مِن رِّنَكَ لِتُندَرْ قَوْمًا ,dinyatakan :(Q.S. As-Sajdah [32]) مُاأَتَاهُم مِن نَدِير مِن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهَنَدُونَ

Adapun firman-Nya, وَٱلْفَتْ مَا فِهَا وَنَعْلَمْ dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, (Q.S. Al-Insyiqaaq [85]: 4) Maka, Takhallat adalah semua yang ada dalam perut bumi dikeluarkan, sehingga tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. <sup>3</sup>1

## (خَامُدُونَ) Khamiduun

Firman-Nya, إِنْ مَنْيَحَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati. (Q.S. Yasin [36]: 29)

### Keterangan

Dikatakan: خَمَنَتُ النَّارُ تَغَنَا خُمْوَداً, artinya berhenti jilatan apinya dan arangnya tidak lagi membara. <sup>4</sup> Maksudnya Al-Khumuud adalah padamnya api, namun yang dimaksud ialah almaut (kematian). <sup>5</sup>

# (ٱلْخِمَارُ وَالْخَمْرُ) Al-Khimaaru wal-Khamru

Firman-Nya, إِنَّ أَيْرِهُ وَالْمُنْهِا لِنَّهُ الْكُورُ وَالْمُنْهَا أَكُورُ مِنْ لَفَعِهَا كَوْرُ مِنْ لَفَعِهَا كُورُ مِنْ لَفَعِهَا لِكُناس وَإِثْمُهُمَا أَكُورُ مِنْ لَفَعِهَا لِكُناس وَإِثْمُهُمَا أَكُورُ مِنْ لَفَعِهَا للنَّاس وَإِثْمُهُمَا أَكُورُ مِنْ لَفَعِهَا للنَّاس وَإِثْمُهُمَا لَكُورُ مِنْ لَفَعِهَا للسَّاعِيْنَ Mereka bertanya kedamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219)

### Keterangan

الغنة Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa الغنة adalah al-muskir min 'ashril 'inabi wa ghairihi, artinya sesuatu yang memabukkan yang diambil dari perasan anggur dan tumbuhan lainnya. apabila ia خَمْرَةُ أَلِثَنَىءَ apabila ia menutupinya. Sedang ia dinamakan khamer. karena ia menutup akal dan menguncinya. Di antara perkataan mereka, خَدْرَةُ الإِنَاء, yakni عُطَنْتُهُ , yakni yang artinya saya menutup bejana tersebut. menurut الْغَنِيّ Az-Zujaj mengatakan, bahwa lughat, adalah مَا سَنْرَ عَلَى الْعَقَلِ artinya sesuatu yang menutupi akal pikiran. Dikatakan; فُلانٌ في جَمَار yakni, si Fulan banyak merasa malu bila, yakni berada di tengah-tengah khalayak, Maksudnya, ia banyak menyembunyikan dan merahasiakannya. وَ حَمَادُ اللَّهُ فَيَامِياً: Dan perkataan lainnya, berbunyi Dan dinamakan khimar (kerudung), karena benda tersebut menutupi kepalanya.11

Ibnu Al-Anbari mengatakan, bahwa dinamakan khami, karena ia bercampur baur dengan akal. Dikatakan; khaamarahu ad-daa'u, maksudnya, bila penyakit itu telah bersarang ke tubuhnya.<sup>2]</sup>

Sedangkan penamaan al-khamru dengan itsmun, karena dengan meminumnya seseorang telah dinyatakan berdosa. Seorang penyair mengatakan:

شَرِيْتُ أَلِأَتُمُ حَتَىَ صَلَّ عَقَلِيْ

كَذَاكَ أَلْإِثْمَ تُدُهَبْ بِاٱلْعَقُوْلِ

"Saya meminum itsmu (khamr), hingga hilang akalku (mabuk). Demikianlah (dampak) al-itsmu sebagai pelenyap akal pikiran", <sup>3</sup>

Firman-Nya, وَلْيُطْرُونَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جَيُوبِينَ Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, (Q.S. An-Nuur [24]: 31) Maka, bi-khumuurihinna. Ibnu Katsir mengatakan, al-khumur adalah kata jamak dari khimaarun, yakni tutup kepala yang dipakai oleh para wanita yang sekarang disebut mukena (al-maqaani'). Begitu

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jılid 1 juz 1 hlm. 55.

<sup>2.</sup> Fathul Qadir, juz 4 hlm. 215.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 10 juz 30 hlm 89; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm.

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 3 hlm. 165 maddah . . .

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 23 hlm. 3, lihat juga, Mu'jom Mufradat Alfoazhii Qur'on, hlm. 160.

Fathul Qadiir jilid 2 hlm 201; tentang uraian di atas. Lihat, Ash-Shabuni, Shafwagtut-Tafaasir.

Zaadul Masiir fii 'llmit-Tofsiir, plid 1 hlm. 239; Majmaul Bayon, jilid hlm. 315; Tafsır Ath-Thabari, jilid 2 hlm. 357

<sup>3.</sup> Lihat, Ash-Shabuni, Rawao'iul-Bayon Tafsiiru Aoyaatil-Ahkaam minol-Qur'an, jilid 1 hlm. 268; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 160.





pula yang disebutkan di dalam *Lisanul-'Arab* dikatakan: الْخَنر adalah jamak dari جَمَارٌ, yakni 'tutup kepala para wanita'. Dan segala yang menutupi sesuatu disebut *mukhmar*. <sup>1</sup>

# (خَمْسَةٌ) Khamsatun

Khamsatun (خَمْسَةُ): Lima. Menurut Ar-Raghib, asal al-khamsu adalah kata yang digunakan dalam hitungan. Seperti firman-Nya: وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَاوِسَهُمْ كَلْهُمْ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 23) Dan al-khamiis adalah baju yang panjangnya lima hasta. Dan, حَمْسَتُ الْقُومُ أَخْمُسَهُمْ berarti saya mengambil sepertima dari harta mereka.<sup>21</sup>

# (خَمْسِينَ أَلْفَ سَنْهَ) Khamsiina Alfa Sanah

Khamsiina Alfa Sanah. Firman-Nya, نَعْنَى اللَّهِ قَ الرَّوحُ الِنَهِ فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارَةُ خَلَسِينَ الْفَ سَنَةِ كَانَ مِقْدَارَةُ خَلْسِينَ الْفَ سَنَةِ لَعْلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارَةُ خَلْسِينَ الْفَ سَنَةِ tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 3) Yakni, tentang naiknya para malaikat menghadap Tuhannya. Kemudian tentang naiknya urusan dinyatakan, الله في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارَةُ الْفَ سَنَةٍ مِنَا تَعْدُونَ (Urusan itu) naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q.S. As-Sajdah [32]: 5) (Q.S. Saba' [34]: 2)

# (خَمْطٌ) Khamthun

Firman-Nya, ذَوْنَ أَتَّى فَمَطِ: pohon-pohon yang berbuah pahit. Arti selengkapnya, berbunyi: Tetapi mereka berpaling, Kami datangkan banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon Atsl (sejenis pohon cemara) dan sedikit dari pohon sidr(pohon bidara). (Q.S. Saba' [34]: 16)

# (الْخِازِيْرُ) Al-Khinziiru

Firman-Nya, وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدةُ وَالْخَفَاوِرِ Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan *babi*. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 60)

### Keterangan

Dikatakan ia (kera dan babi) adalah makhluk yang akhlak dan segala perbuatannya serupa dengan bentuk rupanya bukan berbentuk manusia yang Aku ciptakan dengan bentuknya, sedang dua hal tersebut itulah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Dan telah diriwayatkan bahwa ia adalah suatu kaum yang buruk rupanya begitu juga pada manusia sebagai suatu kaum apabila diungkapkan tabiat-tabiat mereka yang didapati seperti kera dan babi meskipun bentuk manusia. 11 Dan dalam ayat lain babi (al-khinziir) adalah salah satu jenis makanan yang diharamkan. خُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ ,Sebagaimana firman-Nya الغازير: Diharamkan atas kamu (memakan) bangkai darah dan daging babi. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3) Baca La'ana; Ghadhabun.

# (ٱلْخُناُسُ) Al-Khannaas

Firman-Nya, مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْغَنَّاسِ; Darí kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. (Q.S. An-Naas [114]: 4)

### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Al-Khannaas (difathah-kan kha'-nya dan dipanjangkan bacaan nun-nya), adalah setan yang mengerut (Yukhnas, menjauhi) apabila disebut asma Allah. الطَّنِينَ (biawak itu bersembunyi ke dalam lobang), apabila ia merasakan ketakutan. Dan syetan dinamakan khunnaas karena ia ketakutan apabila seorang hamba ingat akan Tuhannya. Dan apabila lupa mengingat-Nya maka setan berupaya meniupkan rasa was-was kepadanya. <sup>3</sup>

Sedangkan firman-Nya, هَلاَ أَفْسَمُ بِالْخُنُسِ (Q.S. At-Takwiir [81]: 15) maka *al-khunnas* (dengan didhammah *kha'*-nya dan dipendekkan bacaan *nun*-nya) maksudnya bahwa bintang-bintang yang anda lihat di akhir buruj dan suatu saat akan kembali ke tempatnya semula dan hal ini berlaku berulang kali.<sup>41</sup>

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, *Op. Cit.*, plid 4 hlm. 255, 257 maddah <sub>26.75</sub> lihat, Ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam*, jilid 2 hlm. 144.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 160.

<sup>1.</sup> tbid, hlm. 160-161.

<sup>2.</sup> Ibid., hlm. 159.

<sup>3.</sup> Shafwaatut Tafaasiir, jilid 3 hlm. 625.

<sup>4.</sup> Lihat, Al-Kosysydof, juz 4 hlm. 223.

# ~~~~~**~{**

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (ٱلْخُوَارُ) Al-Khuwaar

Al-Khuwaar: Suara lembu, seperti halnya ar-rugaa', "suara unta". 1]

## (خَوْضٌ) Khaw-dhun

Firman-Nya, وَكُنَّا نَخُوضَ مَعَ الْعَابِضِينَ; dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 45)

## Keterangan

Nakhuudhu ma'al-khaa-idhiin: kami bercampur dengan ahli kebatilan dalam kebatilan mereka, sehingga setiap kali ada orang sesat, maka kami pun sesat bersama mereka. <sup>2]</sup> Az-Zamakhsyari menjelaskan, al-khaudhu adalah mensyariatkan kebatilan dan apa yang tidak pantas dilakukannya. <sup>3</sup>I Maka al-khaudhu ialah masuk ke dalam laut atau ke dalam lumpur. Kata inibanyak dipergunakan dalam perkara kebatilan, karena di dalamnya seseorang menghadapkan dirinya kepada marabahaya. <sup>4</sup>I Sedangkan khaa-idhin adalah mereka yang dialamatkan sebagai yang kerap dan banyak melakukan kebatilan.

Kata Nakhudhu menjelaskan tentang orangorang yang sengaja memperolok-olok Allah dan rasul-Nya, serta ayat-ayat-Nya, hal ini seperti dinyatakan di ayat lain, إِنَّنَا كُمُنَا نَعُوضَ وَتَلَّعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ (Q.S. At-Taubah [9]: 65)

# (خَوْلٌ) Khaw-lun

Firman-Nya, وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْل مَرُةٍ Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 94)

## (خَانَ) Khaana

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَثُوا لاَ تَضُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ . Firman-Nya Hai orang-orang yang : وَتَخُونُوا أَمَانَائِكُمْ وَأَنْتُمْ تَطَلَّمُونَ beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 28)

### Keterangan

Al-Khiyaanah: menurut bahasa artinya "melakukan kekeliruan dan kegagalan, dengan kurangnya apa yang diharapkan dan dicita-citakan dari si pengkhianat". Orang mengatakan, شنفنه "pedangnya meleset dari sasaran pukulan". Dan perkataan, خانث رجله "dia tidak bisa berjalan"." Dan dengan arti inilah firman Allah, علم الله أَنْكُمْ كُنْنُمْ Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187)

Namun kemudian kata-kata ini digunakan dalam arti kebalikan dari amanah dan kesetiaan. Karena bila seseorang berkhianat pada orang lain, yang berarti "dia telah melakukan pengurangan terhadapnya". <sup>2</sup>]

Adapun firman-Nya, وَلاَ نَجَادِلْ عَنِ النَّبِينَ يَغَنَانُونَ (Q.S. An-Nisa' (Q.S. An-Nisa' (A]:107), Maka, Khawwaanun artinya selalu berkhianat. Yakni, mereka mengkhianati dirinya sendiri dan membebaninya dengan apa yang bertentangan dengan fitrah, sehingga mendatangkan bahaya kepada mereka. <sup>3</sup>

# (خَاوَيةٌ) Khaawiyatun

Firman-Nya: اَوْ كَالَئِي مَرْ عَلَى قَرْبَةِ وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 259)

### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Khaawiyah, artinya "roboh" (Saaqithatun) diambil dari perkataan, خَاوَ الْنَيْثُ, artinya apabila rumah itu telah roboh.

# (خَانِيْنَ) Khaa-ibiin (خَابَ)

Firman-Nya, اَوْ يَكُبِيَّهُ فَيَنْقَلِبُوا خَائِينَ: Atau untuk menjadikan mereka hina, (alu mereka

Tofsir Al-Maroghi, jilid 3 juz 9 hlm. 67; lihat juga, dalam surat Thaaha ayat 88, jilid 6 juz 16 hlm. 137.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 10 juz 29 hlm. 139.

<sup>3.</sup> Lihat, Al-Kosysyoof, juz 4 hlm. 187

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 151.

<sup>1.</sup> Ibid, yilid 3 juz 9 hlm. 192.

<sup>2.</sup> *tbid*, jilid 3 juz 9 hlm. 192. 3. *tbid*, jilid 2 juz 5 hlm. 147.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 22.

# ENSI

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

1) Firman-Nya, يَسْأَلُونَكَ مَا نَّنْفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ Pirman-Nya, يَسْأُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلُ مَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ خَيْرٍ وَالْأَقْرَئِينَ وَالْيَعْامَى وَالْسَاكِينَ وَالْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ فَلِكُوالِدِينَ وَالْأَقْرَئِينَ وَالْيَعْامَى وَالْسَاكِينِ وَالْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ فَلِيمٌ وَالْفَقَامِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 215) Maka, al-khair, di sini bermakna harta benda (al-maal). Dinamakan demikian karena harta itu harus diinfakkan pada jalan-jalan kebaikan. 11

2) Firman-Nya, فَالْتُ إِحْدَاهُمَا بِالْبِتِ اسْتَأْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ مَنِ الْفَوِيُّ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ الْفَينُ وَالْفَينَ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَلِينَا فِي الْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَالْفَينِ وَلِهُ وَالْفَينِ وَلِهُ الْمُعْرِفِ مَنْ اللْفَائِينِ وَالْفَينِ وَلِهُ الْمُعِينَا أَمْ الْمُنْفِقِينَ الْمِنْ الْفَائِنَا لَهُ وَالْفَيْ فِي الْفَيْغِينِ وَالْفَيْنِ وَالْفَيْ فِي الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِي وَلِمُ الْمُنْفِي وَلِهُ الْفِينَ وَلِمُ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُ الْمُنْفِي وَلْمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِيقِ مِنْفُرِينَ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفِي وَلِمُنْفِي وَلِمُنْ الْمِنْفِيقِ الْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَلِمُنْفِي وَلِمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَلِمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِي وَلِمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْفِي الْمُنْفِي وَلِمُنْفِي الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي وَلِمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُ

Khair, berarti kekuatan, seperti firman-Nya: أَمْ فَوْمُ ثُنْهِ.
 Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih kuat ataukah kaum Tubba'."(Q.S. Ad-Dukhaan [44]: 37)

 Khair berarti ibadah,<sup>21</sup> seperti firman-Nya, پورنې الْهُمْ فِعَلْ الْغَيْرَاتِ "Dan Kami telah wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan".(Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 73)

5) Firman-Nya, إِنِّي أَخْبَبُتْ حُبُ الْغَيْرِ عَنْ ذِكْنِ رَبِي (Q.5. Shaad [38]: 32) Maksudnya الْغَيْرُ, ialah kuda.<sup>31</sup> Dan al-khairaat juga berarti kebaikan-kebaikan, seperti firman-Nya, أَنْسَاعُ لِيُهُمْ فِي الْغَيْرُاتِ بَل لا Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan, sebenarnya mereka tidak sadar. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 56)

# (الْخِيْرَةُ) Al-Khiyarah

Firman-Nya, وَرَبُكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخُلَارُهَا كَانَ لَهُمْ الْجِيْرَةُ Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekalikali tidak ada pilihan bagi mereka. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). (Q.S. Al-Qashash [28]: 68)

### Keterangan

At-Takhayyur dan Al-Khiyaarah: pemilihan dengan jalan mengambil sebagian perkara dan meninggalkan sebagian yang lain.<sup>4</sup>]

kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Arti selengkapnya, berbunyi: Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 127)

### Keterangan

Al-Khaibah ialah hilangnya tuntutan, gagal (faututh-thalabi). Dan tertera pula dalam firman-Nya, واشتَفْتَحُوا وَخَابُ كُلُّ جَبَّارٍ عَنبِهِ. Dan mereka memohon kemenangan (atas musuhmusuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, (Q.S. Ibrahim [14]: 15) dan firman-Nya, وَقَدْ حَابُ dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q.S. Asy-Syams [91]: 10)

# (اَلْاءَخُيْرُ) dan Al-Akhyaar (الْخُيْرُ)

Firman-Nya, أَصْحَابُ الْجُنَّةِ بَوْمَنِدَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ Penghuni-penghuni surga pada saat itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat tinggalnya. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 24)

### Keterangan

Perihal ayat tersebut, menurut A. Hassan, bahwa *khairun* dalam ayat tersebut janganlah difahami bahwa orang kafir dapat tempat yang baik dan mukminin dapat tempat yang lebih baik. Tapi maknanya bahwa "mukminin dapat tempat yang lebih baik dari semua yang baik", bukan "lebih baik dari tempat si kafir".<sup>2</sup>]

Al-Khairu (الْغَيْةَا), adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik sekarang atau di masa mendatang. Khairun adalah lawan dari شَرُّ artinya 'jahat'. <sup>3</sup> Adapun firman-Nya, الْغَنَيار Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. (Q.S. Shaad [38]: 47) maka, maksud الأَغْيَازِ, adalah kata jamak dari جَبِّ, yakni orang yang bertabiat melakukan kebaikan. <sup>4</sup>

Berikut makna-makna khair, antara lain:

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm 84



<sup>1.</sup> Mu'jam Mofradat Alfaazhil Qur'an, him. 162.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Tofsir Al-Furgon, catatan kakı, no 2564 hlm. 702.

<sup>3.</sup> Al-Kalbi menjelaskan di dalam kitabnya bahwa Al-Khair mempunyai empot makno, di antoranyo; amal saleh, harta benda, pilihan yang terbaik, dan kelebihan dari antara dua hal (ot-tofdhiilu boina syar'oini). Lihot, At-Tashil li-'Uluumit-Tantiil, juz 1 hlm. 19.

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 127.

<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 129.

tbid, jilid 7 juz 20 hlm. 47-48; Ibnu Zaid mengatakan bahwa Allah menamakan harta benda (at-maal) dengan khair, yang boleh jadi menjadikannya kejahatan (syorr), akan tetapi manusia mendapatinya sebagai khair maka Allah pun menamakan at-maal dengan khair. Lihat, Fathul Qadiir, jilid 5 hlm. 407.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 95.





# (أَلْخَيَاطُ) Al-Khiyaath

Firman-Nya, خَيْ يَلِغ الْجَعْالِ فِي سَمْ الْجِيَاطِ. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Arti selengkapnya, berbunyi: Sesungguhnya orangorang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberikan pembalasan orang-orang yang berbuat kejahatan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 39)

Keterangan

Al-Khaithu (benang) jamaknya ialah khuyuuth (غَيْنَةُ). Dan al-khiyaath ialah lubang yang dengannya benang bisa dijadikan untuk menjahit. Adapun khaithul abyaadh ialah cahaya siang hari, dan khaithul aswaad adalah kegelapan malam. 11

## (خاف) Khaafa

Firman-Nya, ولا نَجْهَنَ بِصِلَائِكَ وَلا تَخْفَافِتَ بِهَا : Dan janganlah kamu mengeraskan suara salatmu dan janganlah pula *merendahkannya*. (Q.S. Al-Isra' [17]: 110)

Keterangan

المه Al-Maraghi menjelaskan bahwa مُافَتُ الْرَجُلُ بِمِرَائِيهِ , artinya "orang itu membaca itidak meninggikan suaranya". Sedang تَغَافَتَ , artinya "kaum itu berbisik-bisik dengan sesamanya".<sup>3</sup>

Sedang, *Khasyatul-infaaq* (Q.S. Al-Isra' [17]: 100) ialah seseorang yang berinfak karena takut miskin, dan *nafaqasy-syai'*, berarti *dzahaba* (hilang, musnah).<sup>3]</sup>

Di dalam kajian ilmu-ilmu Al-Qur'an terdapat perbedaan antara al-khauf dan alkhasysyah. Berikut saya cuplikkan dari Mabaahits fii 'Uluumil Qur'an:

"Al-Khauf dan Al-Khasyyah; makna alkhasyyah lebih tinggi dari al-khauf, karena alkhasyyah terambil dari kata-kata مُشَخِرةٌ خَشْنَةٌ, yang artinya pohon yang kering. Jadi arti alkhasyyah ialah totalitas rasa takut. Sedangkan al-khauf terambil dari kata-kata بَافَةٌ خَوَاتٌ, "unta betina yang berpenyakit", yakni mengandung kekurangan, bukan berarti sirna sama sekali. Di samping itu al-khasyyah ialah rasa takut yang timbul karena agungnya pihak yang ditakuti meskipun pihak yang mengalami ketakutan tersebut adalah pihak yang kuat.

Dengan demikian al-khasyyah adalah al-khauf atau rasa takut yang disertai rasa hormat (ta'zhiim); sedang al-khauf adalah rasa takut yang timbul karena lemahnya pihak yang merasa takut kendatipun pihak yang ditakuti itu lebih kecil. Dilihat dari akar katanya, al-khasyyah terdiri atas kha', syein dan ya' yang dalam tasrifnya menunjukkan sifat keagungan dan kebesaran, seperti asy-syaykh, berarti pemimpin besar, dan al-khaysy berarti "pakaian yang tebal". Oleh karena itu, kata al-khasyyah sering dipergunakan berkenaan dengan hak Allah, seperti ayat, المَهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُلَمَانُ وَلَا يَعْشَوْنَ أَحْدَا: [35]: 28) dan firman-nya: النَّذِينَ يُبَاتُونَ رِسَالاتِ اللهِ وَيَعْشَوْنَهُ وَلا يَعْشَوْنَ أَحْدَا: (Q.S. Fathir [35]: 28) |

Adapun firman-Nya, هَا يَغْافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ مُؤَقِّهُمْ وَنَفْعَالُون (Q.S. An-Nahl [16]: 50) Maka al-khauf, digunakan untuk menyifati para malaikat sesudah menyebutkan kekuatan dan kehebatan mereka. Maka pemakaian kata al-khauf di sini untuk menjelaskan bahwa sekalipun para malaikat itu besar-besar dan kuat tetapi di hadapan Allah mereka lemah. Ungkapan itu kemudian disambung dengan fauqahum yang berarti Allah itu di atas mereka, hal ini menunjukkan akan kebesaran-Nya. Dengan demikian terkumpullah dua unsur makna yang terkandung oleh al-khasyyah tanpa merusak arti kehebatan para malaikat, yaitu al-khauf dan penghormatan mereka terhadap Tuhan. 11

# (خَيَلَ) Khayyala

Firman-Nya, فَالُ بِنَ أَلْقُوا فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِهُمْ يُخَيِّلُ Berkata Musa: "Silakan kamu :إلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا نُسْغَى sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada

Lihat, Manna' Khalil Al-Qaththan, Mobaohits fii 'Uluumii Qur'on, hlm. 289-290; Di dalam surat Al-A'raaf [7] - 205, dinyatakan Wa khiifatan yakni Khaufon, dan wa Khufyatan dari Al-Ikhfao'. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 133.



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 164.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 15 hlm. 106; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-Baqarah [2]: 187.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 154.





Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. (Q.S.Thaaha [20]: 66)

### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-khayaal asalnya adalah gambaran saja seperti gambaran yang terpampang di kala tidur (mimpi), gambaran yang ada dalam cermin dan gambaran yang ada di dalam hati yang tidak tampak pada seseorang. Kemudian dipergunakan dalam hal gambaran setiap perkara yang terpampang dan setiap perkara yang pelik yang berjalan di tempat khayalan. Sedang, at-takhyiil ialah gambaran tentang khayalan sesuatu dalam jiwa. 13

# (الْخَيْلُ) Al-Khaylu

Firman-Nya, الْخَيْلُ ٱلْمُسوَّمةُ: Kuda pilihan (Q.S.

Ali 'Imran [3]: 14) yakni, kuda yang digembalakan di lembah-lembah dan ranch. <sup>17</sup> Dan al-khail pada asalnya adalah nama bagi al-ifraas dan al-farsaan sekaligus atas dasar itu, firman-Nya, وَبِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (Q.S. Al-Anfal [8]: 60) digunakan satuan dari keduanya secara sendiri-sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan, يَا خَيْلُ اللهُ أَرْكِينٍ, maka kata-kata tersebut diperuntukkan bagi al-fursaan. <sup>21</sup>

# (الْخِيَامُ) Al-Khiyaamu

Al-Khiyaam artinya "kemah". Yakni tempat bidadari-bidadari surga. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, خُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْجِنَاءِ Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 72) Baca Qashara (Maqshuuraatun).

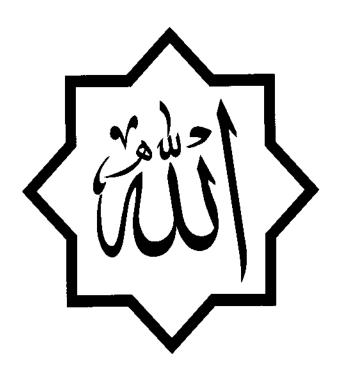





<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 1 juz 3 hlm. 108.

Di dalam contoh kedua, ol-ofroos, Lihat, Mu'jom Mufrodot Alfoozhil Qur'on, hlm. 164.







## (ٱلدَّنْثِ) Ad-Da'bu

Firman Allah Swt., خَدَاُبِ مَالِ فَرَعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ فَيْلَهِمْ (keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir`aun dan orang-orang yang sebelumnya.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 11)

Keterangan

Ad-Da'bu (اندَفَبُ) adalah النعادَة, "kebiasaan", diambil dari perkataan, دَأَتِ عَلَى الْعَمِلِ; bilamana sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, sampai merasa payah. Kebanyakan dipakai untuk pengertian tradisi." Dan da'bul fir'aun, berarti tradisi Fir'aun, Baca Alfaina.

Da'bun, juga berarti "tetap", "monoton", "tidak bergeser". Misalnya Daa-ibain yang menerangkan kebiasaan gerak matahari dan bulan: وسَعَرُ لِكُمُ الشَّمَانِ وَالْفَمْرَ وَابْتَهُنِ (Q.S. Ibrahim [14]: 33) Yakni, keduanya senantiasa bergerak, tidak pernah berhenti, dikatakan, وَنَبِ فِي الْعَمْلِ, dia bekerja menurut kebiasaannya secara monoton, "rutinitas". Sebagaimana firman-Nya, سَيْنَ ذَلْبًا "Supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa". (Q.S. Yusuf [12]: 47)<sup>21</sup> Baca Falag, Buruj.

# (الَّدَوَّابُ) Ad-Dawwaabu

إِنْ شَرُالِنُواتِ عِنْد اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الْذِينَ , Firman-Nya نَعْفِلُونَ لا: Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun, (Q.S. Al-Anfal [8]: 22)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa *ad-dawwaab* adalah lafaz '*aam* (umum) berlaku untuk semua jenis hewan. Dan dikatakan, عنف بروت , "unta gemuk jalannya lamban"; dan diungkapkan juga, عن بالثنار, "tidak ada seorangpun di dalam rumah";

begitu juga: أَرْضُ مَدَبُوْبَةُ Tanah yang banyak dihuni binatang merayap. ا

Pada ayat di atas, Allah telah memberi vonis mereka yang shummu dan bukmu dengan ad-dawwaab, sebuah kata yang biasa digunakan untuk binatang yang berkaki empat, yang demikian itu dikarenakan mereka bukan hanya seburuk-buruk manusia, melainkan lebih sesat dari binatang. Sebab binatang itu masih mengandung manfaat, sedang mereka tidak baik dan tidak bermanfaat bagi yang lain.21 Maksudnya mereka yang dicatat sebagai ash-shummu wa albukmu. Berdasarkan surat Al-Bagarah ayat ke 18. maka ash-shummu wa al-bukmu adalah orang yang tipenya tidak dapat diharapkan kembali ke jalan petunjuk. Kemudian, menurut sifat-sifatnya yang tertera dalam surat Al-Baqarah, mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi dengan dalih menciptakan perdamaian (تفسدون في الأرض قالوا انما نحن مصلحوث), dan bila diajak untuk beriman kepada Muhammad saw, mereka berhujjah, "akankah kami beriman kepada mereka-mereka yang bodoh (انؤمن كما أمن السفياء)", dan bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Muhammad saw, mereka nyatakan keimanannya dan menyembunyikan kekufurannya sebagai ejekan semata. Kenyataan perbuatan tersebut mengantarkannya sebagai yang membeli kesesatan dengan petunjuk lantaran itu mereka bukan orang-orang terpimpin. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 11, 13, 14, 15)

A. Hassan menjelaskan di dalam Tafsirnya, mereka adalah kaum kafir dan munafik, mereka tuli dan buta karena tidak mau mendengar, tidak mau melihat kebenaran. Maka orang-orang yang begitu sifatnya tentulah tidak akan kembali ke jalan yang lurus.<sup>31</sup>

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moroghi, jilid 1 juz 3 hlm 103; Lihat juga surat Al-Anfaal [8 jayat 52 Tofsir Al-Moroghi, jilid 4 juz 10 hlm. 15.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 155; lihat juga, Mu'jam Mefradot Alfaazhii Qur'on, hlm. 165.

Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, blm. 166; lihat juga, Kamus Al-Munawwir, blm. 383.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 19; lihat, Q.S. Al-Anfaal [8]: SS.

<sup>3.</sup> Fafsir Al-Furgon, catalan kaki no 19 hlm. 5.

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



# (الْدُّيْرَ) Ad-Dubura

Firman-Nya, نَوْقَطَعْنَا دَابِرَ اللَّذِينَ كَثَّبُوا بِانِابِتِنا...dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orangorang yang beriman. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 72)

Keterangan

Ad-Daabir; yang akhir. Sedang yang dimaksud ialah siksa yang membinasakan sama sekali. Jadi artinya, Kami membinasakan mereka seluruhnya. <sup>13</sup>

Sedangkan أَذِيرَ adalah jamak dari بَانِّمَ, "belakang". Dan lawannya ialah قامَة, "depan", dan oleh karenanya kedua kata ini sebagai kinayah (kata kiasan) untuk kedua jalan keluar kotoran kita, yakni belakang dan depan (tahi dan air kencing). أَنَّ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْأَنْيِلَ الْمُعَالِّمُ الْأَنْيِلَ الْمُعَالِّمُ الْأَنْيِلَ لَمُعَالِّمُ الْأَنْيِلَ لَمُعَالِّمُ الْمُعَالِيلُ لَمُعَالِّمُ الْأَنْيِلَ لَمُعَالِّمُ الْمُعَالِيلِ كَفَرُوا رَحْفًا فَلاَنْوَلُوهُمَ الْأَنْيِلَ لَمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِيلِ كَفَرُوا رَحْفًا فَلاَنْوَلُوهُمَ الْأَنْيِلَ لَمُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Adapun نَوْتِيَهُ الْأَدْيَادِ atau نَوْتِيَهُ الْنَابُور, secara harfiah, "menghadap dubur", namun yang dimaksud adalah "mundur". Karena orang yang mundur dalam peperangan, berarti menempatkan musuhnya menghadap kepada dubur dan bagian belakangnya.<sup>31</sup>

# (دُخُوْراً) Du<u>h</u>uuran

Fîrman-Nya, دُخُورًا وَلَيْمَ عَثَابٌ وَاصِبٌ . Untuk mengusir mereka dan bagî mereka azab yang kekal. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 9)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, اَنْدَخَرُ ialah mengusir dan menjauhkan (ath-thardu wa al-ib'aad). Dikatakan: دَخُورَا دُخُورَا (ia mengusirnya). أَعْرَا لُجُنُورَا الْجُنُورَةُ الْحُنُورَةُ الْحُنْدِينَا لِعَلْمُ الْحُنْدُونَا الْحُنْدُ الْحُنُونَا الْحُنْدُونَا الْحُنْدُانِ الْحُنْدُونَا الْحُنْدُانِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا الْحُنْدُانِينَا لِمُعْلِينَا لِمُلْعُلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلَى الْعُلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينَا لِمِنْ الْعِلْمُ لِمِنْ الْمُعْلِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْعِلْمِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْعِلْمِينَا لِمِنْ الْمِنْعِلْمِينَا لِمِنْ الْمِنْعِلْمِينَا لِمِنْ الْمِنْعِلْمِينَا لِمِنْ الْمِينَا لِمِنْ الْمُعْلِينَا لِمِنْ الْمِنْعِلْمِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمِنْ الْمُعْلِينَا لِمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِينَا لِمْلِعِلْمُونَا لِمُعْلِقِينَا لِمُعْلِينَا لِمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَا لِمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِنْلِينِ الْمِنْعِلْمِينَا لِمِنْ الْمِنْعِلْمِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمِنْعِلْمِينَا لِمِنْلِيلِيل

1. Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm 192.

## (دَحَضَ) Da<u>h</u>adha

Firman-Nya, فَشَنَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُخَضِينَ Kemudian kami ikut berundi lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 141)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa المُدَّ adalah al-maghlubiina, yakni orang yang kalah dalam undian, asalnya dari az-zalaqu (tergelincir). Dikatakan, اَدْمُضَنَ خُجُنُهُ وَ hujjahnya telah mengelincirkannya, yakni Allah telah mengalahkan hujjahnya, dan ia dinyatakan telah mengalami kekalahan dalam mempertahankan hujjahnya. المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعاد

فَتَلْنَا الْلَاحِضِيٰنَ بِكُلِّ فَجَ

فَقَدْ قَرَّتْ بِفَتْلِهِمُ الْغَيْوْنُ

"Kami telah memukul mundur (pasukan musuh) di segenap penjuru, dan para pengintai terus-menerus melancarkan (semangat) peperangan".<sup>24</sup>

Dan yud-hidhu yang tertera di dalam firman-Nya, لِيُدْجِمْوْرَابِهِ الْحَقَ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 56). Maksudnya, supaya mereka dapat membatalkan kebenaran dan melenyapkannya. Yakni, dari kata dahadhat Rijluhu, "kakinya tergelincir". Dan dari kata dahadhat hujjatuhu, "hujjahnya salah (keliru). 3]

## (ذخی) Da<u>h</u>aa

Firman-Nya, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا; Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 30)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Dahaaha, maksudnya "mempersiapkan dan menjadikannya layak untuk dihuni". Berkata Zaid ibnu 'Amr ibnu Nufail:

أسلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتُ

لَهُ الْأَرْضُ نَحُمِلُ صَخَرٌ لِقَالًا

أحَاهَا فَلَمَّا أُستَوْتُ شُوَهِا ۗ

بِاءَيْدٍ وَ أَرْسَى عَلَيْهَا الْجِبَأَلَا

"Saya berserah diri kepada Zat (Tuhan) yang bumi juga menyerahkan diri kepada-Nya,

3. Tafsir Al-Maraghi, jılıd 5 juz 15 hlm. 165

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 178.

<sup>4</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm 167.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 110; lihat, penjelasan tersebut di dalam surat Al-A'raaf ayat 18.

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 50.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 hlm. 42; Tafsir Al-Qurtubi, jilid 8 juz 15 hlm. 81.





dan (dengan ketaatan kepada-Nya) bumi menyangga batu-batuan yang berat dan untuk itu bumi dipersiapkan oleh-Nya. Maka tatkala bumi telah selesai dipersiapkan, dipancangkan pada-nya gunung-gunung dengan erat oleh kekuasaan-Nya". <sup>(1</sup>

## (دَاخرُونَ) Daakhiruun

Firman-Nya, يَنْفَيْنُ طِلالُهُ عَن الْيُمِينَ وَالشَّمَائِلِ شَجْدًا لِللهُ yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri? (Q.S. An-Nahl [16]: 48)

### Keterangan

Daakhiruun artinya kecil dan patuh, bentuk jamak dari دخن, yaitu orang yang mengerjakan apa saja yang kamu perintahkan, baik suka atau tidak suka.<sup>21</sup> Yakni, daakhiruun menjelaskan keadaan bayangan yang selalu sujud kepada Allah dalam setiap geraknya dari kiri dan ke kanan.

### (دخل) Dakhala

Firman-Nya, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْمَ مِنْ أَفطَارِهَا . Kalau Yasrib diserang dari segala penjuru. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 14)

### Keterangan

Ad-Dukhuut (masuk) adalah lawan dari alkhuruuj (keluar) dan dipergunakan pada tempat, zaman dan perbuatan-perbuatan. Dikatakan, zaman dan perbuatan-perbuatan. Dikatakan, zaman dan perbuatan-perbuatan. Dikatakan, (ia memasuki suatu tempat seperti ini). Di antaranya: دَفَوْلُوا مِنْهَا فَيْنُهُ الْمَلْوَا فَكُلُوا مِنْهَا فَيْنُهُ الْمُلْقَالِةَ "Masukiah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 58); begitu pula firman-Nya, الْجِنَةُ بِمَا كُنِيْهُ بِمَا كُنِيْهُ بِمَا كُنِيْهُ بِمَا كُنِيْهُ يَمَا كُنِيْهُ بِمَا كُنِيْمُ تَعْمَلُونَ (tu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S. An-Nahl [16]: 32)

Dakhalan, berarti sebagai alat penipu. Sebagaimana firman-Nya, مخلا بينكم دخلا بينكم Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antara kamu. (Q.S. An-Nahl [16]: 92) Ad-Dakhalu adalah makar dan tipu daya. Kata Ubaidah, setiap perkara yang tidak benar disebut dakhal. Maksudnya ialah apabila seseorang menampakkan kesetiaannya kepada janji, tetapi menyembunyikan pelanggarannya terhadap janji tersebut. 21

Sedangkan مُدَخَلَ , seperti yang tertera di dalam firman-Nya, نَرْجِلْتِي مُدْخَلُ صِدْقِ, masukkanlah aku secara masuk yang baik... (Q.S. Al-Isra' [17]: 80) Maka, madkhala berasal dari dakhala-yadkhulu, sedang mudkhalun berasal dari adkhala (yang menunjukkan arti proses masuknya).

Adapun firman-Nya, لَوْ يَجِدُونَ مَلْجِا أَوْ مَعْارَاتِ Jikalau mereka ie غَالِهُ اللّهِ وَفَمْ يَجْنَحُون أَلْهُ اللّهِ وَفَمْ يَجْنَحُون أَلْهُ اللّهِ وَفَمْ يَجْنَحُون أَلْهُ اللّهِ وَفَمْ اللّهِ وَفَمْ يَجْنَحُون أَلْهُ اللّهِ وَفَمْ اللّهِ وَفَمْ يَجْنَحُون أَلْهُ اللّهِ وَفَمْ اللّهِ وَفَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَفَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لَّهُ وَالْبَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ اللَّاتِي وَخَلَتُمْ بِينٌ قُإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ اللَّلْتِي وَخَلَتُمْ بِينٌ قُإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ وَلَ بَسَائِكُمُ اللَّاتِي وَخَلَتُمْ بِينٌ قُإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ وَلَا جَنَاحِ عَلَيْكُمْ (Q.S. An-Nisa' [4]: 22) Maka دَنَّنَ مِعلَمُ adalah kinayah (kata-kata sindiran) dari mencampurinya (bersetubuh).

# (دُخَانٌ) Dukhaanun

Firman-Nya, نُمُ اَسْتَوَى إِلَى السَّبَاءِ وَهِيَ دُخَانَ: Kemudían Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. (Q.S. Fushshilat [41]: 11)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, *hiya dukhaan* maksudnya ia seperti asap sebagai isyarat terhadap sesuatu yang tidak bisa dipegangi. Dan دَخْنَت الْنَارَ yakni banyak asapnya.<sup>7]</sup>

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 30.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 87.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 167; Lihat contoh-contoh lainnya yang disebutkan oleh Ar-Raghib pada halaman ini!

<sup>1.</sup> Lihat, Shahih Al-Bukhari, Jilid 3 hlm. 153.

<sup>2</sup> Fathul Qodin, plid 3 hlm. 190-191; Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 168,

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cet., jilid 4 juz 30 hlm. 138; Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa *muddakhalan*, asalnya adalah مُنْتَدَعَلُ diganti toʻdengan dal, *Fathul Qadii*r jilid 2 hlm 370.

<sup>5.</sup> Ma'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an , him. 168

<sup>6.</sup> Ibid, hlm 168.

<sup>7.</sup> Ibid, hlm. 168.



### (دَرَئَ) Dara-a

Firman-Nya, وإذُ قَتَلَتُمْ نَفَسًا فَادَّارَأَتُمْ فَيَا وَاللَّهُ Dan (ingatlah), ketika kamu : مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ membunuh seseorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yag selama ini kamu sembunyikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 72)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa ألذنه ialah condong kepada salah satu dari dua sisi (bengkok). Dikatakan: فَوَمَتُ دَرَاهُ وَ دَرَأَتُ عَنَهُ yakni, saya meluruskan kebengkokannya. Dan فَكُنُ تَدَوُّي , yakni yang kuat melawan musuh-musuhnya. 11 Sedang, addaara'tum dalam ayat tersebut asal katanya adalah ad-dar-u, artinya menolak tuduhan.21 Menurut Ar-Raghib faddara'tum adalah wazan tafaa'altum yang asalnya نَدَارِنْتُمْ, lalu di-idhgamkan untuk meringankan bacaannya dan ta' diganti dengan dal lalu disukunkan karena idhqam dan diganti dengan alif washal (penghubung) lalu diperolehlah (bacaan) sesuai (affaa'a(tum).3) اقاعلتم dengan wazan

Ad-Dar-u juga berarti "menolak", sebagaimana firman-Nya, قُلْ فَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمُؤْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ: Katakanlah; "Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 168)

# (دَرَجَة) Darajatun

firman-Nya, وَلَكُنُ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا dan bagi : masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 19) Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Darajaatun, adalah kata dalam bentuk jamak, sedang mufradnya darajatun, artinya kedudukan. Darajatun disebut juga مَنْزَلَة, bila yang dimaksud adalah "derajat yang tinggi". Dan disebut juga bila yang maksud adalah "derajat yang", bila rendah". Misalnya bunyi ayat: إِنَّ الْمُنَّافِقِينَ فِي الدِّرَكِ الْأَشْفَل مِنَ الثَار: Sesungguhnya orang-orang munafik itu bertempat di dasar (tingkatan paling bawah) neraka. (Q.: An-Nisa' [4]: 144) Maka, ذَرْجَهُ

1. Ibid. hlm. 168. 2. Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 141. أَلْجُنْةِ, berarti tingkatan tertinggi (surga) Adapun ungkapan derajaatun di sini adalah dihadirkan dengan cara menyamaratakan (taghlib).1)

يُرْفَعُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ ,Adapun firman-Nya -Allah akan meninggikan orang :أُوتُوا الْعَلَّمَ ذِرَجَاتِ orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 11)

Terhadap ayat tersebut, di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa darajaat adalah (keadaan) di dalam surga (fil-jannah).21 Yakni, Darajaat yang berarti tingkatan-tingkatan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pengertian darajaat adalah tentang agama mereka apabila mereka konsekuen (melaksanakan apa yang diperintah). Di antaranya ialah para sahabat Nabi saw. Yakni Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan yang mencari kebenaran (thaalibil-<u>haqq).3</u> Dan makna ayat di atas berarti apa yang kalian lakukan sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kalian maka Allah mengangkat derajat karena mereka termasuk yang berhak mendapatkan kedudukan (ahaggu bir-raf'ah) tersebut.4] Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa maksudnya Allah mengangkat derajat karena keimanannya (al-iimaan) dengan beberapa derajat dibandingkan dengan yang tidak iman dan tidak berilmu. Sedangkan pengertian ayat tersebut mencakup: pertama, sebagai khabar tentang keadaan mereka di sisi Allah kelak di akhirat; dan *kedua*, sebagai ketegasan perkara tersebut dengan diangkatnya mereka dalami majelis yang mengutamakan penyebutan secara urut tingkatan manusia sesuai dengan kelebihankelebihan yang mereka miliki dalam persoalan agama dan ilmu.5)

Sa'id Hawwa menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah di angkatnya derajat apabila melaksanakan perintah-perintah-Nya dan perin-

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 168; Lihat, Shahih Al-

Bukhari, iilid 3 hlm. 150.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, plid 9 juz 26 hlm. 22.

<sup>2.</sup> Hasyiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalalaın, juz 6 hlm. 112.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 17 hlm. 194

<sup>4.</sup> Ath-Thusi, Syaikh Ath-Thaa'ifah Abi ja'far Muhammad bin al-Hasan, At-Tibyoon fi Tofsiiril Qur'on, tahqiiq: Ahmad Habib Nashir al-'Amilty, Daar Ihya' Turats Al-'Arabiy, Beirut, plid 9 hlm. 551.

<sup>5.</sup> Al-Mawardi, Abu al-Husein 'Aliy bin Muhammad bin Habaib Al-Bishriy, An-Nukatu wa Al-'Uyuun 'ala Tofsir Al-Maawardi, tahqiq: As-Sayyid bin Abdul Magshud bin Abdur Rahim, Doar Al-Kutub Al-'Ilmiyah Mu'assasah Al-Kutub Ats-Tsagafiyah, Beirut-Libanon, juz 5 hlm. 492-493.





tah Rasul-Nya, dan secara khusus terhadap halhal yang dibenci (berdampak buruk) bagi jiwa (makruuh 'alan-nafsi). Oleh karena itu Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara mereka dengan prioritas derajat-derajat. Sedangkan tentang kata Ad-Darajaat, Imam An-Nasafi mengatakan bahwa Ad-Darajaat ada dua pendapat; 1) derajat di dunia dalam hal kedudukan dan kemuliaan (al-murattabah wa asy-syarfu), dan 2) derajat-derajat di akhirat. 11

Tampilan surat Al-Mujadilah ayat 18 di atas mengisyaratkan bahwa ilmu itu di tangan Allah, datangnya dari Allah; sebagai Pemegang Hak Prerogratif ilmu maka Dia (Allah) hanya yang beriman saja yang diangkat derajatnya dengan sebuah pemberian anugerah "ilmu". Sedangkan yang tidak beriman ia tidak diberi ilmu, yang mengindikasikan sebuah derajat pangkat yang layak di sisi-Nya, demikian sebuah keputusan Allah lewat firman-Nya.

Makna lain yang dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa kata minkum (منْكُمْ) "di antara kalian" yang pada saat itu ditujukan terhadap nabi dan para sahabatnya, dimaksudkan bahwa yang meneladani sifat-sifat nabi: shidiq (jujur, benar), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan), mereka diberi derajat keilmuan. Artinya, yang enggan menanamkan empat sifat wajib yang ada pada diri nabi tersebut maka mereka jauh dari derajat ilmu, yang berarti nihil (kosong) imannya, sehingga tidak dapat dijadikan standar ikutan. Atau bermakna lain, bahwa dihadapan Allah baik para nabi dan pengikutnya mendapat pandangan yang sama. Yakni, seorang nabi bukan sebuah jaminan diikuti melainkan dengan izin-Nya. Selain itu seorang nabi juga dituntut untuk beriman kepada Allah sebagai contoh seorang yang figur yang tetap manusia. Artinya seorang nabi tidak sewenang-wenang menanggalkan khithab "beriman" yang juga ditujukan kepadanya sementara para sahabat sekelilingnya diseru beriman kepada Allah. Dari sini khithab agama baik berupa larangan dan perintah tetap

mengenai diri nabi sebagai contoh untuk diikuti oleh orang-orang sekelilingnya, dan umatnya. Hanya karena faktor kuatnya menahan cobaan Allah, dan terus-menerus meminta ampun, maka para nabi mendapat status Dipilih (al-musthafay).

Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa mengedepankan iman dari pada ilmu merupakan bentuk penyerahan diri secara total dan sikap pasrah terhadap kehendak-Nya bahwa seorang diri hanya dituntut beriman, bukan untuk mendapatkan sebuah ilmu, karena ilmu tetap dalam kekuasaan-Nya dan diberikan kepada yang dikehendaki-Nya. Kerana iman itu sendiri membuahkan ilmu, dengannya seorang dipastikan lurus, benar menempuh jalan hidupnya. Karena dasar hidupnya berdiri di atas keimanan.

# (دُرَيُّ) Durriyyun

Firman-Nya, كَأَيُّهَا كُوْكُبُ دُوْيُ بُوفَدُ مِنْ شَعِرَةٍ مُبَارِكَةٍ Seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. (Q.S. An-Nuur [24]: 35)

### Keterangan

Ad-Dariyyu maknanya Al-Mudhii' (yang bersinar) adalah lughat Habasyah. 11 Sedangkan Ad-Durriyyu yang tertera pada ayat tersebut maksudnya yang menerangi dan berkilauan seperti mutiara. 21

#### (دُرَسَ) Darasa

Firman-Nya, كُونُوا رَيُّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُونَ Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 79)

## Keterangan

انس Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa بنذرس الشيئ بندرس yang artinya "sesuatu menjadi hilang, بندرس الشيئ terhapus"; isim failnya ialah دَارِسٌ. Dan perkataan, المنسقة الربع berarti, ia dihapus oleh angin. Da, طريسة الربع dikatakan, ذرس اللبيس القفيت درساً, artinya: seorang pemakai pakaian telah memburukkan dan merapuhkan pakaiannya. Maka orangnya disebut

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm 106.



Hawwa, Sa'id Radiyalloahu 'anhu Ta'ala, Al-Asoas fit-Tofsiir, Daar As-Salaam, Cet. Ke-4 (1993M/1414H), jilid 10 hlm. 5790.

Al-Burhan fu 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

# \*

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



daarisun. Dan, درسوا الفضع: Mereka mengijak-injak gandum agar kulit dan bijinya terpisah. Dan perkataan, فرس الننفة Dia melatih unta. Sedangkan perkataan: فرس الكتاب والبعلة مراسة ومداسة ومداسة ومداسة ومداسة ومداسة والمداسة ومداسة ومداسة والمداسة ومداسة والمداسة 
Ad-Darsu secara umum, "mempelajari dan mengkaji yang tertera dalam Al-Qur'an harus dengan pendekatan keimanan, iman kepada Al-Qur'an, dan beriman kepada nabinya, Muhammad saw. Dua pijakan tersebut adalah syarat memperoleh pemahaman yang didasari petunjuk Tuhan (Allah Swt.). Bukan seperti yang وان ,disindir oleh Allah terhadap perilaku ahli kitab (Q.S. Al-An'aam [6]: 156), yakni, كَفَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَاقِلِين meremehkan apa yang dibawa oleh Muhammad saw. Atau dengan dalih, perbuatan melanggar apa yang tertera di dalam kitabnya, mereka berdalih bahwa perbuatannya tersebut akan diampuni: وَنَفُوْلُونَ سَيَغَفِرُ لَنَا, "...padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 168), maksudnya mereka telah mengetahui apa yang ada padanya, namun mereka tidak melakukannya secara membabi buta (ngawur).21 Padahal bagi ahli kitab, mereka yang mau mendirikan salat, mengikuti Rasulullah saw., maka amal-amal mereka tidak disia-siakan. (Q.S. Al-A'raf [7]; 179)

# (الذَّرك) - Ad-Darku (ذَرَكًا)

Firman-Nya, فَاصَرِبِ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَعْرِيَيْسَا لاَيْعَافَ دَرَّكَ : ...maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tak usah takut (akan tenggelam). (Q.S. Thaaha [20]: 77)

### Keterangan

Adapun firman-Nya, الثَّانِهُ النَّرُكُ الأَسْفَلِ مِنْ (Q.S. An-Nisa' [4]: 145) menurut Ar-Raghib, Ad-Darku seperti Ad-Darju (tingkatan), hanya saja ad-darju dinyatakan sebagai tempat yang tinggi, sedang ad-darku dinyatakan terhadap tempat yang rendah. Oleh karena itu dikatakan darajatul jannah (derajat yang tinggi di surga) dan darakaatun-naar (derajat yang rendah di neraka), dan haawiyah adalah gambaran tentang derajat terendah di neraka. Sedang ad-darku asfalu minanaar adalah tempat yang disediakan untuk orang-orang munafik. Baca Nifaaq.

## (ڊڙهامُّ) Dirhaamun

Ad-Dirhaam ialah logam perak yang dicetak dengannya ia bisa dipergunakan untuk bermu'amalah. <sup>4]</sup> Ar-Razi menjelaskan bahwa, ad-dirham adalah kata dalam bahasa Persia yang di-Arabkan (serapan) dan jamaknya دَوَاهِم (daraahim). <sup>5]</sup> Dan Dirham juga menunjukkan mata uang yang berlaku pada masa Nabi Yusuf a.s. (Q.S. Yusuf; 12: 20)

### (ڏسُڙ) Dusurun

Firman-Nya, وَحْمَلُناهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسَرٍ. Dan Kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan *paku*. (Q.S. Al-Qamar [54]: 13)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, dusur ialah paku (almasaamir), dan bentuk tunggalnya disaarun (دساز). Asal ad-dasr ialah penolakan yang keras dengan cara kekuatan. Dikatakan, خشزهٔ باالرَّفِح وَرَجُل

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 208.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 82.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 133.

<sup>2 1</sup>bid, jilid 8 juz 23 hlm. 8.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'on, hlm. 170.

<sup>4.</sup> Ibid. hlm 170.

<sup>5.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 204 maddah; e.e., a





ia menusuknya dengan lembing dan lelaki) مِدْسَرُ yang besar, kuat). 11

## (دسٌ) Dassa

Firman-Nya, أَمْ يَدْسُهُ فِي النُّرَابِ: Ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? (Q.S. An-Nahl [16]: 59)

Keterangan

Yadussu maksudnya, menyembunyikannya.21 Menurut Ar-Raghib, Ad-Dassu ialah memasukkan sesuatu terhadap sesuatu yang terdorong oleh kebencian.<sup>3</sup> Di antaranya mengubur bayi perempuan hidup-hidup.

## (دسَاها) Dasaaha

Firman-Nya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. (Q.S. Asy-Syams [91]: 10)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Dassaaha. adalah "mengurungnya dan membenamkan dirinya ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan". Seorang penyair mengatakan:

> وَدُمْسُتُ عَمْاً فِيُ الْثُرَابِ فَاءَصِبُحَتْ حلائلة منه أزمل ضبعاً

"Kubenamkan 'Amr ke dalam tanah, hingga istri-istrinya menjadi janda-janda yang tersia-sia".41

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwasanya Tsa'labi berkata: aku bertanya kepada Ibnu Al-Anbari tentang tafsir ayat, wa gad khaaba man dassaaha, maka ia menjawab: yang bersamasama orang-orang saleh namun ia bukan bagian dari mereka.53

Sedangkan man dassaaha yang dimaksud adalah kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh a.s., bahwa di antara mereka, orang yang paling celaka (Qudair bin Salif), telah menyebelih unta Allah sebagai mu'jizatnya, lalu mereka dibinasakan. (ayat ke-11, 12, 14)

إِنْ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَ إِنَالًا وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَ إِنَالًا وَإِنْ يَدْعُونَ اِلاَّ شَيْطَاتًا مَرِيدًا: Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. (Q,S. An-Nisa' [4]: 116)

Keterangan

adalah يَدَعُوْ adalah menjelaskan يَدَعُوْ adalah menghadapkan diri dan meminta bantuan kepada-Nya. Karena adanya sesuatu yang berkekuatan ghaib yang maknanya tidak bisa dipahami ذَهَا بِالشُّيُّ = دُعُواً وَ دُعُوةً وَ دُعَاهَا :manusia. الشُّيُّ = دُعُواً وَ دُعُوةً وَ دُعَاهَا : berarti mendekatkan kepadanya (thalaba), وَعَوْنَ ikhdharuhu). Dan, ذعا بِفُلان, berarti mencarikan kebaikan untuknya. Dan, ذَعَا عَلَى فُلان , berarti شَعَاهُ إِلَى الْدِيْنَ وَ ,mencarikan keburukan untuknya. Dan berarti mengajaknya untuk meyakini suatu الْذُمُب madzhab. Dan آذعيناهٔ jamaknya آلدابي (pengajak, penyeru),2)

Berikut makna seputar kata da'wah (دُغَوَدٌ), du'aa' (الدَّاعِنَ), yad'u (بَدْعُو), dan ad-da'iy (الدَّاعِنَ) yang tersebut di beberapa ayat:

- 1) Da'wah berarti "keluhan", yakni isi yang فنا, tertera dalam ucapan itu sendiri, misalnya -Q.S. Al) وَالْتُ تِلْكَ دَعُواهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ Anbiyaa' [21]: 15) maksuđnya, keluhan mereka yang selalu diulang-ulang.3
- 2) Da'wah berarti "tuduhan", yakni ungkapan yang didasarkan pada dugaan, misalnya kata da'au yang tertera di dalam firman-Nya, نَا الله da'au yang tertera di dalam firman-Nya, نأة karena mereka mendakwa :دُغُوَّا لِلرَّحْمَنِ وَلَمَّا Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. (Q.S. Maryam [19]: 91) maksudnya, mereka menyandarkan dan menetapkan. Makna ini tampak dari perkataan penyair:

إِنَّ بِنِي نَهِشَلِ لاَ نَدُعِي لِأَبِ

عَنْهُ وَلاَ هُوَ بِالْإِبْنَاءِ يَشُرِنْنا

"Sesungguhnya kami bani Nasyhal tidak menetapkan bapak baginya, tidak pula ditetapkan sebagai anak-anak membeli kami".4

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 171; Muhtoarush-Shi<u>hh</u>aa<u>h</u>, hlm. 204 maddah; ....

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 hłm. 95

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfoazhil Qur'on, hlm. 171.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 166: lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 171; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 259.

د س س Manzhur, Lisaanul 'Arab, jilid 6 hlm. 82 maddah د س س

<sup>(</sup>دُعَاءٌ) 'Du'aa

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 2 juz 5 hlm. 156.

Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dal hlm. 287.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 12.

Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 85.

# -

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Dakwahan pada ayat tersebut adalah pernyataan yang berdasarkan sangkaan dan tidak mempunyai dasar kebenaran, ngawur. Seperti Ar-Rahman mempunyai anak, tangan Allah terbelenggu (يدافه معلونة), dan seterusnya.

- 3) Du'aa' (دُنَاءُ) yang berarti berdoa, yakni meminta kepada Allah, misalnya, ادْعُوارَبُكُمْ نَصْرُكُ berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan takut sesungguhnya Dia (Allah) tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-A'raf [7]: 55); dan melampaui batas maksudnya, berdoa dengan tidak merendah diri dan tidak takut.
- 4) Du'aa' (غناءً) berarti "menyebut", "berdzikir", "ingat", misalnya, وَاذْكُررُبُكُ فِي نَفْسِكَ نَصْرُعُا وَجَفَيْةً وَدُونَ لَقَوْلِ بِالْفَدُوْ وَالْأَصْبَالِ وَلاَئْكُنَ مِّنَ الْفَافِلِينَ وَالْكُررُبُكُ فِي نَفْسِكَ نَصْرُعًا وَجَفَيْةً وَدُونَ لَا يَعْلَى مِنَ الْفَافِلِينَ sebutlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendah diri dan takut dan bukan dengan mengeraskan suara pada pagi dan petang hari dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. (Q.S. Al-A'raf [7]: 204); dan orang-orang yang lalai maksudnya orang-orang menyebut , berdzikir kepada Allah Swt. dengan suara keras, tidak di dalam hati.
- 5) Yad'u (پَنْعُو) yang berarti "ibadah", yakni menyembah, baik menyembah kepada Allah maupun menyembah kepada selain-Nya, misalnya, الله شَيْطَانا وَانْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطًانا (Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. (Q,S. An-Nisa' [4]: 116)
- 6) Ad-daa'iy (الثابي), yang berarti yang memanggil, misalnya, غَيْفَتَادِ يَأْبِعُونَ الثَّامِيَ لا عَوْمَ لَهُ pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. (Q.S. Thaaha [20]: 108); Ad-Daa'iy: Penyeru, yakni, makna secara khusus yang ditujukan kepada Allah Swt. sebagai Yang menyeru ke padang Mahsyar. <sup>1</sup>

# (دَافِعٌ) 'Daafi'

Firman-Nya, بِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ ذَافِعٌ Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 2)

#### Keterangan

Tasrifnya: دَفَعَ يَدُفَعُ دَفَعًا و دَفْعَةً فَهُو دَافِعٌ. Artinya "menolak". Ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya, seputar pertanyaan tentang datangnya adzab (سنال سائل بعذاب واقع). Maka nabi jawab: untuk orang-orang kafir, tidak ada seorangpun yang dapat menolaknya. 1 Menurut Ar-Raghib, الدفغ bila ditambahkan padanya huruf ilaa menghendaki makna menyerahkan (al-inaalah), mîsalnya, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْمَ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْمٌ . Kemudîan apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. (Q.S. An-Nisa' [4]: 6) dan bila ditambahkan padanya huruf 'an maknanya memelihara, membela (al-himaayah), misalnya, إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَتُوا : Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. (Q.S. Al-Hajj [22]; 38)21

# (دَفُءٌ) Dif-un

Ad-Dif-u adalah pakaian yang dipergunakan untuk menghangatkan tubuh. المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المنا

## (دَافِق) Daafiq

Firman-Nya, خُلِقَ مِنْ مَاءٍ ذَاقِقٍ: Dia diciptakan dari air yang memancar. (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 6)

#### Keterangan:

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa دَوْفَقُ مَا اللهُ adalah مُصَبُونِهُ بِقُوْوَ وَشِدُةٍ adalah مُصَبُونِهُ بِقُوْوَ وَشِدُةٍ yang dituangkan dengan sederas-derasnya. Dikatakan, وَفَقَ الْكَادُونُفُقُ , apabila air itu dituangkan dengan deras.





<sup>1.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgon, catatan kaki no 4170 hlm. 1135.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufradot Alfaozhil Qur'an, him. 172.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 55.

<sup>4.</sup> Shafwaatut Tafaasir, jilid 3 hlm. 545; lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfazhil Qur'an, hlm. 172; Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 111; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 241.

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (دِکَأُ} Dakkan

Firman-Nya, ا كُلاَ إِذَا دُكُبُ الْأَرْضُ دُكًا دِكًا لِهُ: Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. (Q.S. Al-Fajr [89]: 21)

Keterangan

النظ adalah mengubah tanah yang tinggi menjadi rata dan halus (meratakan). Dikatakan, إن دك النين , artinya jika punuknya masuk ke dalam punggung. Sedangkan dakka, adalah sesudah rata diratakan lagi. Atau diratakan berulang kali, sehingga bumi menjadi rata bagaikan batu yang licin. 11

Sedangkan *Dakkan dakka* pada ayat di atas maksudnya ialah sesudah rata diratakan lagi. Atau diratakan berulang kali hingga bumi menjadi rata seperti batu yang licin.<sup>2</sup>]

Firman-Nya, قَالُ مَدَّارَ خِنَةُ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءُ وَعُدُرَيْ جَعْلَهُ (Dzulqarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku Dia akan menjadikannya hancur luluh...." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 98)

Dakkaa-un: seperti unta betina yang tidak mempunyai punuk. Maksudnya ialah tanah yang rata.<sup>3</sup>]

# (لَدُلُوك) Ad-Duluuk

Firman-Nya, أَقِمِ الصَّلَاةُ لِمُلُوكِ الشَّمَى إِلَى غَسَيَ اللَّيْلِ Dirikanlah salat sesudah matahari *tergelincir* sampai gelap malam. (Q.S. Al-Isra' [17]: 78)

Keterangan

Duluukusy-syamsi: tergelincir matahari dari lingkaran pertengahan siang (meridian).<sup>4</sup>] Dan, دَانُكُتْ آنُرُجُل, bila aku menundanya.<sup>5</sup>]

## (دَلُ) Dalla

Firman-Nya, ثَانُسُنُوا وَارِدَهُمْ قَادُنَى دُلُوهُ Lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air, maka dia menurunkan timbanya.... (Q.S. Yusuf; 12: 19)

Keterangan

Al-Idlaa': menurunkan timba guna mengambil air. Dan, دن الشَّيْنَ سُلِيعة melepaskan sesuatu ke bawah secara berangsur-angsur. أ Sedang Al-Idlaa' yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi, وَتَدَلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَّامِ لِتَأْكُوا فَرِيقًا مِنْ , makna yang dimaksud di sini ialah menyuap penguasa untuk membebaskan beban si penyuap. 21

Adapun *Tadalla* (نَدَلُ) yang tertera di dalam firman-Nya: غُمْ دَنَا هَنَدَلُ (Q.S. An-Najm [53]: 8) artinya lalu turun. Yakni dari kata-kata, نَدَنْتِ النَيْدَرَةُ (buah itu turun). Dari kata-kata ini terdapatlah kata-kata *ad-dawali*, yakni buah yang bergantung seperti gugusan anggur. <sup>3</sup>J

## (دَلُّ) Dalla

Firman-Nya, إِلاَ دَائِهُمْ عَلَى مَوْيِهِ Aka tatkala Kami telah إِلاَ دَائِهُ الْأَرْضِ تَأَكُلُ مِنْسَأَتُهُ Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. (Q.S. Saba' [34]: 14)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan, bahwa ad-dilaalah adalah sesuatu (petunjuk) yang dengannya bisa mengetahui sesuatu seperti dilaalah alfaaazhi 'alal ma'na (petunjuk mengetahui lafaz-lafaz untuk mendapatkan makna-maknanya), dan dilaalah isyaarah (petunjuk berupa isyarat) dan sebagainya. Selanjutnya beliau menjelaskan, bahwa asal ad-dilaalah merupakan bentuk masdar seperti al-kinaayah dan al-amaarah. Sedang ad-daallu ialah orang yang darinya dapat memperoleh sesuatu. Selangan ad-dilaalah merupakan bentuk masdar seperti al-kinaayah dan al-amaarah.

# (دَلُوٌ) Dalwun

Dalwun: Timba. Firman-Nya, فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ الله: ...lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air, maka dia menurunkan timbanya .... (Q.S. Yusuf [12]: 19)

# (دَمْدُمَ) Damdama

Firman-Nya, اَقْدَمُدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا Maka تَعْدَمُومُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan

<sup>5.</sup> Ibid, hlm. 173



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 151; Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 253.

<sup>2.</sup> Ibid; lihat juga, Mu'jam Mufradot Afaazhil Qur'an, hlm. 172.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, julid 6 juz 16 hlm. 12.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm. 81.

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 173.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 118; lihat surat Al-A'raaf ayat 22.

<sup>2</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 80.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 blm. 42.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 173.





dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan dengan tanah. (Q.S. Asy-Syams [91]: 14)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa أَلَيْمُمْمَ artinya mereka ditimpa siksaan dari Allah. Dikatakan, بمُسْمَ علَيْهِ أَلْقَبْر, yang artinya ia dikebumikan atau ditimpa tanah. المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا

# (تَدْمِيْراً) Tadmiiran (دَمَر)

Firman-Nya, قَدَمَوْنَاهُمْ تَدْمِوْزا : Maka Kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. (Q.S. Al-Furqan [25]: 36)

Keterangan

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Dammara-Tadmiir ialah Penghancuran sesuatu sehingga tak mungkin diperbaiki kembali. <sup>21</sup> Dan di dalam surat Al-Israa' ayat 16, beliau menjelaskan bahwa At-Tadmiir yakni, pembinasaan dengan dimusnahkan sama sekali bekas-bekasnya. <sup>31</sup>

# (اَلَدَمْغُ) Ad-Dam'u

Firman-Nya, وَمُ عَنْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ النَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا Kamu lihat mata mereka mencucurkan عَنْ الْحَقَ غَمْ الْحَقَ mata disebabkan kebenaran Al-Qur'an yang mereka ketahui. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 83)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, a*d-dam'u* menjadi isim(nama) untuk yang mengalir dari air mata dan merupakan *masdar* dari فَمَعْبَ الْغَيْنَ دَمْعًا وَدَمُعَاناً (mengalir air matanya). 4<sup>1</sup>

# (دَمِغُ) Damigha

Firman-Nya, بِهِ الْبِيَاطِلِ فَهِدُمُهُهُ Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya.... (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 18)

Keterangan

Ad-Damghu: makna asalnya ialah "memecahkan sesuatu yang lunak". Yang dimaksud di sini ialah menghancurkan dan membinasakan.<sup>5)</sup>

## (الدُمُّ) Ad-Dammu

Firman-Nya, فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ وَالْجُرَادُ وَالْفَمْلُ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ وَالْجُرَادُ وَالْمُثَفَّادِعُ وَالنَّمْ ءَايَاتٍ مُفْصَلُاتٍ Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 133)

Keterangan

Ad-Dammu adalah darah yang keluar dari hidung (mimisan; Jawa). المطالعة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة المعالفة ال

Adapun dalam penggunaannya sebagai kata kerja (fi'il) dapat dijelaskan: دَبَيْتَ يِدهُ, "tangannya berdarah"; kemudian untuk kata sifat dapat dinyatakan: أصناب جَرْحَةُ دَامِيًا, "lukanya menjadi berdarah". **Baca** Khanazara (Al-Khinziiru); Maata (Al-Maytatu); Harrama.

## (دِیْنَارٌ) Diinarun

Kata بِنِعَاةِ asalnya إِنَّاءِ lalu diganti salah satu nun dari keduanya dengan ya', dan dikatakan ia berasal dari bahasa Persia, diinun aarun (پَئِنَّ) yakni syariat yang datang membawa (aturan mengenai)nya.<sup>51</sup> (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 75)

# (دَهْرٌ) Dahrun

Ad-Dahr (النّهز): Masa. Sebagaimana firmannya yang berbunyi: Maka pernakah kamu melihat orang yang mejadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya. Dan Allah telah mengunci

Tofsir Al-Moroghi, plid 10 juz 30 hlm 169; Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa fo-dondomo 'alahim, islah makamereka mendapatkan tingkatan azab. Yakin terambil dari pengulangan ucapan mereka nangatun madmuumatun apabila unta tersebut banyak lemaknya(terlalu tebal, lemak di kulitnya bertumpuk). Di dalam ayat ini mengandung ancaman yang besar bagi yang terus menerus melakukan dosa Lihat, Al-Kosysyuof, juz 4 hlm. 260.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 15.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 21.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an , hlm. 173

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılıd 6 juz 17 hlm. 14.

<sup>1 /</sup>bid, jilid 3 juz 9 hlm. 41.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dal blm. 298.

<sup>3</sup> Muhtoorush-Shihhogh, hlm. 211 maddah 📜

Syaikh Asy-Syanquthi, Adhwaa'ul Bayoan fi Idhaohi Qur'an bil-Qur'an, Tahqiq: Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khaldi, jilid 1 hlm. 249, 250, 251, Pustaka Azzam, Cet ke-1, Agustus 2006 – Jakarta.

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'on, hlm 174.





mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran. Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa". Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 23-24)

#### Keterangan

## (دِهَاقًا) Dihaaqa

Firman-Nya, وَكَأَسَادِهَا Dan gelas yang berisi penuh. (Q.S. An-Naba' [78]: 34)

Keterangan

قَدْمَقُ artinya berisi penuh. Dikatakan, وَهَافَا أَنْمُونَ , artinya jamban tersebut telah dipenuhi air . Seorang penyair mengatakan:

أثاثا عامر يبغي قرانا

#### فاءترعنا له كانسأ دماقا

"Amir datang kepada kami mengajaknya berduel, lalu kusambut dia dengan minuman khamer yang gelas-gelasnya penuh (berisikan khamer)". <sup>21</sup>

Wa Ka'san Dihaaqa pada ayat tersebut adalah batasan bagi yang bertakwa sebagai wujud kemenangan.

## (اَلْدِهَانُ) Ad-Dihaan

Ad-Dihaan: Kilapan minyak. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, قَإِذَا انْشَقْت السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَزِدَةُ : Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 37) Baca Wardatun.

# (دَائرَةُ) Daa'iratun

Firman-Nya, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتُغُخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَثْرَيْصُ Pi antara orang-orang Arab Badui itu, ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu; merekalah yang akan ditimpa marabahaya. (Q.S. At-Taubah [9]: 98)

### Keterangan

Ad-Daa'irah adalah barang yang meliputi sesuatu. Sedang yang dimaksud ialah peredaran zaman dengan segala peristiwanya yang tidak bisa dihindari, yang bahaya-bahayanya meliputi manusia. Dan ad-dairah juga berarti bencana.<sup>1)</sup>

### (دَارٌ) Ad-Daar

Ad-Daar adalah tempat menetap (al-manzilah) dalam menjelaskan tentang suatu wilayah yang dibatasi dengan tembok. Dan dikatakan sija jamaknya super kemudian negara (Al-Baldah) dinamakan Daaran. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa dunia disebut juga Ad-Daar, begitu juga untuk akhirat, yang dalam hal ini memberikan isyarat menyatunya (kebersamaannya) dalam kejadian pertama dan kejadian yang terakhir, maka dikatakan Daarud-Dunya dan Daarul Aakhirah.

Berikut istilah-istilah kata *Daar* di dalam Al-Qur'an:

1) نازاللخبرة: Kampung akhirat. Yakni tempat tinggal orang yang bertakwa. (Q.S. An-Nahl [16]: 30); dan disebut juga dengan نازالفزار: Negeri yang kekal. Adalah lawan dari kehidupan dunia (الحياة الدنيا) sebagai kehidupan sementara. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 39)

Dan akhirat dikatakan dengan sebenarbenarnya kehidupan adalah ungkapan, وَإِنَّ النَّارَةِ

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghe, plot 10 juz 30 hlm. 16, Al-Kasysyarof, juz 4 hlm. 210.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 7.

<sup>2</sup> Mu'jam Mufradot Alfoazhil Qur'on, hlm. 175-176.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 175-176

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



الأجْرَةُ ثَيْنِ الْخَيْوَانُ (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 64); sedangkan daarul akhirah diberikan kepada mereka yang tidak ingin ketinggian di bumi dan tidak berbuat kerusakan: بِلَكُ النَّارِيَّةُ تُجْعَلُهُمْ (Q.S. Al-Qashaash) لِلْمُيْنُ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوا فِي الارْضِ وَلا فَسَادًا [28]: 83)

- 2) ناز السلام: Surga. Yakni tempat tinggal mereka yang beramal saleh. Mereka adalah orangorang yang mengambil jalan yang lurus (sharaathal mustaqiim), yang menjadikan Allah sebagai walinya. (Q.S. Al-An'aam [6]: 126, 127).
- 3) داریکتانه adalah rumah ketetapan yang kekal, di dalamnya tidak disentuh kesusahan dan tidak pula kelelahan. (Q.S. Fathir [35]: 35) yang diperuntukkan kepada mereka yang membaca kitabullah, menegakkan salat, berinfak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. (ayat ke-29).
- 4) ذار النبوار: Lembah kebinasaan. Yakni, neraka jahannam. Mereka adalah orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran (Q.S. Ibrahim [14]: 28, 29). Lawannya adalah mereka yang telah Allah jadikan di hati orang-orang beriman dengan perkataan yang tetap di penghidupan dunia dan akhirat (ينبت الله الذين), sebagaimana ayat ke-27 dari surat Ibrahim tersebut..
- 5) كاز الفاسقين: Negeri orang-orang yang fasik (menyimpang). Yakni, kelompok yang menyembah anak sapi (pedet, jawa) sebagai sesembahan, mereka adalah kelompok Samiri. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 148); begitu juga ناز الفلود Tempat tinggal yang kekal, yakni neraka sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Kami. (Q.S. Fushshitat [41]: 28)

## (دَيُارًا) Dayyaran

Dayyaaran maknanya a<u>h</u>adan (اخنا), "seorang pun". <sup>1)</sup> Kata tersebut berfungsi sebagai ta'kid (penguat). Yang berarti menghabiskan, jangan ada yang tersisa. Misalnya doa Nabi Nuh a.s., terhadap kaumnya yang tidak juga beriman, maka lewat keluhannya, Nuh berdoa: وَوَلَالُ نُوحٌ Nuh berkata: "Ya نَرْبُ لاَ نَذُرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبُارًا Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." (Q.S. Nuh [71]: 26)

Kata Dayyaran bermula dari bentukan kata Dayyara, wazan fa'-'ala (هَنَا عَلَى sebagaimana dalam tasrifnya: مُثِرَ يَعْبَرُا وَدَابِرًا yang artinya memisah-misahkan menjadi daerah tersendiri. Dan berdasarkan ayat tersebut, maka Dayyaaran dimaksudkan dengan dipisahkan turunnya siksa tidak menyentuh mereka yang beriman kepada Nuh. Hal ini dibuktikan dengan banjir bandang yang melanda saat itu, dan beberapa saja yang ikut bersama Nuh a.s. Baca Nuh.

## (دَوَلَ) Daawala

Firman-Nya, وَمِلْكَ الْأَيَّامُ مُنَاوِلُهَا مِنْنَ النَّاسِمُ : dan masa kejayaan kehancuran itu *Kami gilirkan* di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 140)

### Keterangan

الشاولية dalam ayat tersebut maksudnya Kami palingkan hari-hari tersebut terkadang untuk mereka, dan terkadang untuk yang lainnya. Asal katanya dari مناولة, yakni memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Seperti dikatakan, الأيبى yakni "bila sesuatu tersebut berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lainnya". Dalam hal ini, seorang penyair mengatakan:

"Sehari untuk kami, dan sehari lainnya bukan untuk kami, sehari kami merasa susah dan sehari lainnya kami merasa gembira".<sup>1</sup>

### (دَائِمُونَ) Daa-imuun

Firman-Nya, الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ ذَائِمُونَ yang mereka itu tetap mengerjakan salat. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 23)

### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, asal kata Ad-Dawaam adalah diam (As-Sukun), dikatakan, بالكاء,خلام, Yakni diam (Sakana), yang dengannya manusia dilarang kencing di air yang diam (tak beriak). Dan, أَنْمُتُ

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 75.



Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 89; Lihat juga, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 217; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 165.





الْمِدْرَوْ دُوْمُهُا, yakni saya membiarkan periuk yang berisi air tetap mendidih. <sup>II</sup> Dan kata *Daaimuun* ditujukan kepada salat, maksudnya mereka yang tetap menjaga salatnya.

## (دام) Daama

Firman-Nya, وَحْرَمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْيَرِ مَا دَمْتُمْ خَرُهَا . Di haramkan atasmu menangkap binatang buruan darat, setama kamu dalam ihram. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 96)

### Keterangan

Kata Daama selalu disertakan dengan ma, yang berarti "senantiasa", "selama". Begitu juga dengan kata ma bariha, ma fati'a, ma baaha, ma ashbaha. Di dalam kajian nahwu disebut af'alul muqarabah. Yakni, fi'il yang menghubungkan tercapainya suatu perbuatan.

## (دَيْنٌ) Dainun

Firman-Nya, إِنَّا تَدَائِنُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى Firman-Nya, الْجَلِيَّةُ مِنْكُمُ بِدَيْنِ إِلَى Firman-Nya, الْجَلِيَّةُ فَاكْتُنُوهُ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

### Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa نَلْيَانَ adalah pinjaman yang mempunyai batas waktu (al-qardhu dzuu ajalin). Dan bentuk jamaknya نَوْنَةُ مَا اللهِ Ar-Raghib menjelaskan, Dikatakan, بَنْتُ الرَّجُلِّ مَنْوَنَ , apabila saya mengambil pinjaman dari laki-laki tersebut. Dan, نَوْنَةُ , maksudnya aku menjadi orang yang berutang. Yang demikian itu karena ia yang memberi pinjaman. Abu Ubaidah mengatakan dintuhu berarti aku meminjamkannya (aqradhtuhu), dan رَمْنُوْنَ وَنْتُهُ رَجُلُ مَنِيْنَ, yakni aku meminta utang darinya, berutang.<sup>3</sup>]

## (اَلدَيْنَ) Ad-Diin

Firman-Nya, وَلاَ يَدِينُ الْخَيْ مِن النِّينَ أُوتُوا الْكِتَابِ ...dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-

1. Ar-Raghib, Op. Cit., him. 176.

orang) yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh.... (Q.5. At-Taubah [9]: 30)

### Keterangan

Dinyatakan: فضغ وَذَلَ , yakni خَضَعَ وَذَلَ , yakni (tunduk dan merendah diri). <sup>11</sup> Ad-diin dalam ayat tersebut ialah ketaatan. <sup>21</sup> Menurut Ar-Raghib, Ad-Diin adalah kata yang difungsikan untuk ketaatan dan balasan (Ath-Thaa'ah wa Al-Jazaa') lalu dipinjam untuk arti syariah. Ad-Diin seperti Al-Millah tetapi ia dimaksudkan untuk memaparkan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap syariat.

Berikut pengertian Ad-Diin dan istilahistilahnya yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Diinul-Maalik, berarti undang-undang raja. Misalnya, ثَمَا كَانَ لِمُأَخُدُ أَخَاهُ فِي مِينَ الْلِكِ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. (Q.S. Yusuf [12]: 76) yakni, undang-undang raja yang dengan itu mengenyampingkan Allah Ta'ala.3
- Ad-Diin, berarti "tunduk", yakni tunduknya semua makhluk. Misalnya, وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
   Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. (Q.S. An-Nahl [16]: 52)
- 3) Ad-Diin, agama ahlu kitab. Misalnya, بِالْمُنْ الْكِتَابِ (Q.S. An-Nisa' [4]: 170), larangan yang ditujukan terhadap kalangan Yahudi yang berlebih-lebihan dalam agama. Sedangkan yang dimaksud adalah anjuran untuk mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. yang menjadi penengah (ausath) dari semua agama, وَكَذَلِكَ خَعَلْنَاكُمْ أَمْهُ وَسَطًا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)
- 4) Diinillah, berarti agama Allah, agama Islam. الله منافقير بين الله يَنْفُونَ وَلَهُ adakah selain

3 Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 19.

<sup>2.</sup> Dan di dalam *Mu'jor*n di antaranya disebutkan: آنتين dinyatakan juga dengan *kullu moo loiso hoodhiron* (setiap apa yang tidak hadir), dan juga berarti *ol-mout* {kematian}, tihat, *Mu'jorn Al-Wosiith*, juz 1 bab dal hlm. 307.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an, hlm. 177

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dal him. 307.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 91.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., Mm. 177; di dalam Muljom disebutkan arti dari kata Jun, antara lain: 1) Augui (ketundukan), 2) nama untuk semua yang digunakan untuk menyembah Allah, 3) al-milloh, 4) al-isloam, 5) keyakinan terhadap mahluk mahluk gaib (al-l'tigoadu bil-joam), 5) as-siriah (perjalanan hidup), 6) al-ioadoh (kebiasaan), 7) al-hisado (perhitungan), 8) asyonu (perkara), 9) al-wora' (kehat-hatian), 10) al-hisado (perhitungan), 11) al-mulk (kerajaan), 12) as-suithaan (kekuasaan), 13) al-hukmu =

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



agama Allah yang mereka mau? (Q.S. Ati 'Imraan [3]: 83)

Menurut Abu Su'ud bahwa kata ad-diin maksudnya ialah agama Islam (millatul-Islaam), karena kata ad-diin tidak dapat disandarkan kepada Allah melainkan yang dimaksud adalah agama Islam.<sup>13</sup>

Begitu juga firman-Nya: وَلِا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفُهُ فِي dan janganlah بين الله إِنْ كُنْتُمْ نُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْأَجْرِ dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. (Q.S. An-Nuur [24]: 2). Sedang بنين الله dalam ayat tersebut maksudnya ialah tentang syari'at Allah dan hukum-hukumnya, atau dalam hal ketaatan kepada Allah dan menegakkan batasan-batasannya.<sup>2)</sup>

5) Diin berarti "balasan", misalnya, وَمَا نَوْرَاكَ مَا يَوْمُ الْمُورِينَ (١٨)يَوْمُ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ اللَّهِينِ (١٨)يَوْمُ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ اللَّهِينِ (١٨)يَوْمُ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ اللَّهِ اللَّهِ (١٨)يَوْمُ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ اللَّهِ Tahukah kamu apakah hari Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (Yaitu) hari seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. (Q.S. Al-Infithaar [82]: 17-19)

Maka yaumud-diin, maksudnya ialah hari pembalasan(yaumul-Hisaab). Dan ad-diin di sini adalah al-Hisaab(perhitungan amal).

وَيَنَا هُمْ الْغَقَ adalah Allah membalas mereka dengan adil, setimpal, atau Allah membalas mereka dengan balasan yang semestinya. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, الْ وَتُوا لِنَهُ وَرُسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ مِنَ النَّذِينَ أُوتُوا (Q.S. At-Taubah [9]: 29)

Yakni, dikatakan: فُلانٌ يَدِيْنَ بِكَنَا, berarti si fulan menjadikan sesuatu sebagai agama dan akidah. *Diinul haqq ialah* agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya.<sup>3)</sup> Sedangkan firman-Nya, نَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيْ دِينَ Al-Kafirun [109]: 6) menurut Al-Bukhari لَكُمْ دِينُكُمْ adalah al-kufru (kekafiran) dan وَلَيْ دِينِ adalah al-Islaam (tunduk, menyerahkan diri) dan tidak dikatakan وَنَيْ (agamaku). الله Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam dan kafir itu berbeda, tidak dapat disatukan dan disamakan. Keduanya berjalan sendiri-sendiri.

Islam adalah sebuah agama yang di dalamnya tidak ada pemaksaan لاَ إِكْرَاهَ فِي النَّبِينِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256) lantaran ia adalah agama yang sesuai dengan fitrah, وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ (Q.S. An-Nashr [110]: 2)

Dari paparan ayat dan penjelasan para ahli tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang di dalamnya mengandung ketundukan (khudhu'). Agama yang dibawa oleh Muhammad saw., yang berarti tunduk kepada amalan yang dicontohkan oleh Muhammad saw. Sebuah agama yang haq, lantaran berasal dari Allah, sumber al-haq (kebenaran);. agama yang sesuai dengan fitrah lantaran tidak ada pemaksaan, sebagaimana tunduknya segala ciptaan-Nya yang ada di langit dan di bumi. Baca millah.

# (اَلدُّنْيَا) Ad-Dunya

Ad-Dunya berasal dari kata dunuwwun, "dekat". Dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang dekat. Kehidupan dunia (الْغَيَاةُ النَّنْيَا), menurut Al-Jurjani adalah مَا يُمْغِلُ الْعَبْدُ عَنْ الْاجِرَةِ, "kehidupan yang menyibukkan seorang hamba dari akhirat".<sup>21</sup>

Ad-Dunya disebut juga Al-'Aajilah (iiiiiii) kehidupan yang diliputi dengan angan-angan, dengannya angan-angan menghendaki segala apa yang dicita-citakan dengan segera. Al-'Aajilah identik dengan bisikan setan. Artinya Ad-Dunya sebagai nama lain dari Al-'Aajilah berarti nilai hidupnya dilandasi dengan pola hidup setan. Sisi lain Ad-Dunya sebagai suatu kehidupan yang sarat dengan kendali setan, di dalamnya terdapat ghuruur, baik berkaitan dengan persoalan keduniaan ataupun persoalan peribadatan.

<sup>3.</sup> *Tafsır Al-Maraghı*, pild 5 juz 15 hlm. 21, lihat *Lisanul 'Aroab*, jılıd 11 hlm. 428 maddah  $\rm J_{\rm G}\,g$ 



<sup>= (</sup>hukum), 14) al-qadhao' (ketetapan, keputusan), 16) at-todbiir (renungan). Lihat, Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dal hlm. 307. Dan untuk pengertian dari masing-masing lafaz tersebut, silahkan baca dalam buku init

<sup>1</sup> Abu Su'ud, Al-Qadhi Al-Qudhat Muhammad Al-Amaadiy Al-Hanafiy, *Tafsir Abu Su'ud*, tahqiiq: Abdul Qadir Ahmad 'Atha, Maktabah Ar-Riyaadhul-Hadiitsah- Riyad juz 5 htm. 585.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm 91

Tofsır Ibnu Katsır, jilid 4 hlm. 690.
 Al-Jurjani, Kitab At-Ta'riifaat, hlm. 94.

# ~~~~

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Yakni, peran setan menghiasi kebatilan sehingga manusia menyangka kebatilan sebagai sesuatu yang terpuji. 11 Begitu juga dengan la'ibun wa lahwun (permainan dan kelalaian). Artinya di dalamnya penuh dengan nilai-nilai tipu daya dan nilai-nilai permainan serta kelalaian. Dalam kondisi demikian sedikitpun manusia tidak ada yang sadar bahwa dirinya telah masuk dalam lingkaran setan, dengan menyuguhkan diri manusia sebagai bahan bakar api neraka. Kehidupan dunia membuat manusia sembrono dengan kehidupan akhirat;21 sebagai kehidupan yang hanya dilalui secara mulus bagi mereka yang berbakti. Mengerahkan segala kemampuan (jihad) untuk selamat dari jerat dan perangkapnya adalah suatu kemenangan.

Luqman Al-Hakim pernah menasehati anaknya, sehubungan sulitnya pengaruh dan godaan dunia yang melanda manusia:

"Hai manusia, sesungguhnya dunia ini lautan yang dalam, dan sesungguhnya banyak manusia yang tenggelam di dalamnya, maka jadikanlah perahumu di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah Swt. yang muatannya berupa keimanan, sedang layarnya ialah bertawakkal kepada-Nya. Barangkali saja kamu dapat selamat(tidak

tenggelam di dalamnya), akan tetapi aku tidak yakin kalian dapat selamat".<sup>1]</sup>

# (الْدِيَّةُ) Ad-Diyyatu

Di dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa adalah pembayaran ganti rugi terhadap pihak الديّة korban pembunuhan sebagai "penebus dosa". Ia merupakan bagian dari peninggalan Lextalionis bangsa Arab pra-Islam dan dipertahankan oleh hukum Islam sebagai "Qishash", atau pembalasan yang setimpal.<sup>2]</sup> Menurut Al-Kanani, bahwa jamak dari *diyatun* seperti *'idaat* jamak أَلْبَيَاتُ dengan وَدِيَةٌ adalah دِيةٌ dengan وَدِيَّةٌ dengan dikasrahkan wawu-nya, terambil dari wadiy alqatli (lembah peperangan) yang ada di depannya bila walinya memberikan diyat kepadanya. Lalu dibuang fa fi'ilnya (wawu) dan diganti dengan ta' ta'nis sebagaimana pada kata 'iddah. Yang menunjukkan nama lebih umum pada gisas dan apa-apa yang tidak ada di dalam qisas.33

Kata Diyyat tertera di dalam firman-Nya, فَتَخْرِيرُ رَفْنَةِ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَمْلِهِ (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), (Q.S. An-Nisaa' [4]: 92)



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm 78

Lihat, Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 457; Tofsir Al-Moraghi, jilid 10, juz 30 hlm. 229.



Glasse, Cynl, Ensiklopedi Islam (Ringkas), Kata Pengantar: Prof. Huston Smith, Cetakan kedua, Januari 1999, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

<sup>3.</sup> Al-Kanani, Al-Hafizh Shihaabuddin Abi Fadhi Ahmad bin 'Ali bin Nuhammad bin Hajar Aal-Asqalani Al-Qahiriy, Subulus-Soloom Syorh Buluughul-Moroom min Jom'i Adilloth-Ahkoom, Dahlan-Bandung (Lt.), juz 3 him. 244.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 68, lihat sorat Lugman ayat 33.





## (الذِّئْث) Adz-Dzi'bu

Adz-Dzi'bu: Serigala. Misalnya, وَأَخَافُ أَنْ يَأَكُلُهُ مِنْهُمْ عَلَهُ عَالِمُونَ اللَّبُنُبُ وَأَنْهُمْ عَلَهُ عَالِمُونَ. ...dan aku khawatir kalaukalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." (Q.S. Yusuf [12]: 12)

## (ذَتُ Dzabbun (ذَتُ

Firman-Nya, نَدْتَدُبُونَ يَثَنَ ذَلَكَ لاَ إِلَى مَوْلاً، ولاَ إِلَى مَوْلاً، ولاَ إِلَى مَوْلاً، ولاَ إِلَى مَوْلاً، ولاَ إِلَى مَوْلاً، ولاَ إِلَى مَوْلاً، ولاَ إِلَى مَوْلاً، Mereka dalam ƙeadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) pada golongan itu (orang-orang kafir).... (Q.S. An-Nisaa' [4]: 142-143)

Keterangan

Adz-Dzabdzabu (النَيْدَابُ) adalah gema bunyi gerakan sesuatu yang tergantung. Kemudian, kata ini digunakan dalam setiap kegoncangan. <sup>1</sup> Dan munafik dinyatakan dengan مُنْدَبُدُبُ Baca Nifaaq.

# (دَبَحَ Dzaba<u>h</u>a (دَبَحَ

Firman-Nya, وَمَا ذُبِعَ عَلَى النَّصُبِ; Dan diharamkan bagimu yang *disembelih* untuk berhala. (Q.S. Al-Maa-idah; 5: 3)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, asal adz-dzibhu ialah memotong urat leher pada hewan, dan adzdzibhu maksudnya ialah yang disembelih (almadzbuuh).<sup>3</sup>

# (ذَخَرَ) Dzakhara

Firman-Nya, وَأَنْبُنَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْجَرُونَ فِي بَيُونِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْجَرُونَ فِي بَيُونِكُمْ ...dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 49)

Keterangan

ialah الانخاز Menurut Ar-Raghib, asal ialah دخرته dan ادخرته dikatakan, اذبخارً mempersiapkannya untuk anak cucu (generasi masa depan).<sup>1]</sup>

# (ذُرَأُ) Dzara-a

Firman-Nya, وَلَقُدَ دُرَأَنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِيَّ وَالْإِنْسِ Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, (Q.S. Al-A'raaf [7]: 178)

Keterangan

Dikatakan: قرافة الغلق ذرو , yakni, Allah menciptakan mereka secara mandiri. Adz-Dzar-u sama artinya dengan Al-Khalqu, "menciptakan'. Bila orang berkata, قرافة حلفاً , itu artinya Allah mengadakan individu-individu makhluk. Sedang arti Al-Khulqu itu sendiri adalah At-Taqdiir, "mengukur". Yakni mengadakan sesuatu menurut ukuran dan aturan tertentu, bukan ngawur. 3

Dan makna lain dari *Dzara'a* adalah berkembang biak. Seperti *Dzara-akum fil ardhi*, yang tertera di dalam firman-Nya, وَهُو النَّبِي ذَرَاكُمْ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 79) maksudnya, Dia (Allah Swt.) menciptakan dan mengembangbiakkan kalian di muka bumi. <sup>4</sup>

Dan Dzara'a juga bermakna "membagi", "memisahkan". Misalnya, وَجَعَلُوا لِلْهِ مِنَا فَرَاْ مِن الْجَرْبُ (Q.S. Al-An'aam [6]: 136) Ibnu Abbas berkata: Dzara-a minal-hartsi maksudnya ialah mereka menjadikan untuk Allah dari buah-buahan mereka dan harta benda mereka bagian dan untuk setan dan berhala bagian. <sup>5)</sup> Yang demikian itu adalah amalan orangorang musyrik yang mereka pandang sebagai kebaikan.

# (ذُرُةٌ) Dzarrah

فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالِ دَرُةٍ خَيْرًا يَرَهُ(٧)وَمَنْ يَعْمَلُ . Firman-Nya فَمَن يَعْمَلُ مِثْقُالِ دَرُةٍ خَيْرًا يَرَهُ Barangsiapa yang mengerjakan

Tofsir Al-Maroghi, jilid 2 juz 5 hlm. 186); lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 179 -180.

Az-Zamakhsyari, Asoasul-Bolooghah, Door ol-Fikr, bab dzol hlm 202.

<sup>3.</sup> Ar-Rəghib, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 180.

<sup>1.</sup> Ibid, hlm 180.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz I bob dzal hlm. 311-312.

Tofsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 111; lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfoozhil Qur'an, hlm. 180

<sup>4.</sup> tbid, jilid 6 juz 18 hlm. 44.

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 130-131.

# -----<del>-(</del>

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kebaikan seberat dzarrahpun, níscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (Q.S. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Keterangan

Adz-Dzarrah: semut yang terkecil. Atau debu yang tampak melalui sinar matahari yang menyinari jendela. Dan Mitsqaala Dzarrah artinya "seberat timbangan". Maksudnya sebagai perumpamaan terhadap sesuatu (amal perbuatan) yang sangat kecil. Dan Mitsqaala Dzarrah artinya "seberat timbangan".

# (الَّذُرَّعةُ) Adz-Dzurriyyah

Firman-Nya. وَانْبَعْتُمْ فُرْتُهُمْ بِإِبِنَانِ: Dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 21)

Keterangan

الثيرية المعهد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد المعمد

Dan, Adz-Dzurriyyah yang tertera di dalam firman-Nya, اَفْتَتَعَلَّونَهُ وَذَرْتَتُهُ أَوْلِيَاءُ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 50) maksudnya ialah anak-anak; demikian menurut pendapat segolongan ulama, di antaranya Ad-Dahhak, Al-A'masy dan Asy-Sya'bi. Dalam hal itu, ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud Dzurriyyah di sini ialah setan-setan yang cerdik. <sup>4</sup>J

# (اَلدُّارِيَات) Adz-Dzaariyaat

Adz-Dzaariyaat ialah Ar-Riyaah (angin kencang). Dikatakan: يَنْوَزَهُ, yang berarti Tufarriquhu (mencerai-beraikannya). Sedangkan Adz-Dzaariyaat ialah angin yang menerbangkan debu dan lainnya. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 1)

1. Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 218.

Begitu juga firman-Nya, فَاعْتَلَمَا بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ...Maka menjadi subur ....Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 45)

Tadzruuhu maksudnya mencerai-beraikan dia. الأرب وذرتيت الربغ الثراب Angin menerbangkan (menghamburkan) debu. الم

# (ذراعٌ) Dziraa'un

Firman-Nya, نُمُنَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَيْعُونَ ذِرَاعًا فَاسَلُكُوهُ Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 32)

Keterangan

Adz-Dzira'u dan Adz-Dzar'u artinya puncak kekuatan. Orang berkata, مَالِيَهِ فَرَوُ وَلِادَرَاعِ (saya tidak kuat menanggungnya). Ada pula yang mengatakan: دُفْتَ بِالأَمْرِيْنِ فَرَعًا (kamu sulit menanggungnya). ا

## (الَذَكُرُ) Adz-Dzakaru

: إِنَّا خَلَفَتَكُمْ مِنْ ذَكُرِ وَأَتَنَى Firman-Nya, Sesungguhnya Kami telah menciptakan laki-laki dan perempuan. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 13)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa اللَّذَى artinya Laki-laki. Sedangkan, اللَّذَكَرُ وَالأَثْنَى, dalam ayat tersebut adalah Adam dan Hawa. Ishaq Al-Maushili berkata:

ٱلْنَاسُ فِيْ عَالَمِ الْنَمْثِيْلِ أَكْفَاءُ أَبُوْ هُمْ آدَمٌ وَٱلْأَمُ حَوَّاءٌ فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ فِيْ أَصْلِهِمْ شَرْفٌ

بُفَاخَرُوْنَ بِهِ فَالْطَيْنُ وَ أَلِمَاءُ

"Manusia di seluruh dunia ini setara, bapak mereka Adam dan ibunya Hawa. Sesungguhnya asal-usul mereka memiliki kedudukan yang mulia, Dengan kejadian yang berasal dari tanah dan air mereka berbangga diri."4

Dan, Adz-Dzukraan, yang tertera di dalam firman-Nya, نُوْتُونَ الذُّكُرانَ مِنَ الْخَايِّنِ (Q.S. Asy-

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 218; Az-Zamakhsyarı menjelaskan bahwa Adz-Dzorroh maknanya adalah semut kecil (An-Nomlatush-Shaghur). Ada pula yang mengatakan bahwa adz-dzorru adalah benda kecil yang keluar dan celah-celah yang dihasilkan oleh sinar matahan. Lihat, Ai-Kosysyaaf, juz hlm. 276.

<sup>3.</sup> Ibid, Jilid 1 juz 3 hlm. 142; diambil darı surat Alı 'İmraan ayat 34.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 htm. 160.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 173.

<sup>6.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 9 juz 27 hlm.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm 153.

<sup>2.</sup> Asaosul-Bolooghah, bab dzel hlm. 205.

<sup>3.</sup> *Tafsır Al-Moraghi ji*lid 4 juz 12 hlm. 63; penjelasan tersebut diambil dari surat Huud [11]. 77.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 141.

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Syu'araa' [26]: 165) adalah bentuk jamak dari ذُكُرٌ , lawan dari زُنَيْ , yaitu jenis laki-laki dan segala hewan. أَنْنَى , hewan. أَنْ

# (اَلَدْكُرُ) Adz-Dzikr

Firman-Nya, وَافْكُرِ اَسْمَ رَبِكَ وَتَبِقُلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 8)

### Keterangan

Kalimat wadzkurisma rabbika adalah bentuk 'amr (perintah), maksudnya ialah kekalkan penyebutan nama-Nya pada waktu malam dan siang, yakni istimraar wa ad-dawaam, "terusmenerus".<sup>21</sup>

Berikut makna *Dzakara Yadzkuru* di sejumlah ayat:

Firman-Nya, أَهْنَ النَّذِي يَذْكُرُ البَيْتَكُمْ وَهُمْ بِنِكْرِ الرَّحْمَيْ هُمْ "Apakah ini orang yang mencela tuhantuhanmu?", padahal mereka adalah orangorang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pemurah. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 36)

Maka Yadzkuru aalihatikum; mencela tuhan-tuhan kalian. Az-Zujaj mengatakan; fulaanun yadzkuru an-naasa, si fulan menyebut-nyebut aib manusia di belakang mereka (gibah); dan perkataan, فَالانَ يَذَكُرُ اللهُ : Si fulan memuji Allah dan menyifati-Nya dengan keagungan.

Firman-Nya, الذكري (٩) أَسْبِدُ كُرُ مِنْ يَخْشَى oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, (Q.S. Al-A'laaa [87]: 9-10)

Maka, At-Tadzakkur maksudnya ialah ingat kepada sesuatu yang dilupakan. 4 Sedang Sayadzakkaru di dalam ayat tersebut merupakan isyarat yang menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. adalah sesuatu yang sudah jelas dan tidak membutuhkan sesuatu lagi selain hanya peringatan saja. 5

- 3) Firman-Nya, المُعْلَّ اللهُ الْهُ الْحُكُوةُ (١١) فَعَنْ اللهُ الْحُكُوةُ Sekalikali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaranajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, Maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, (Q.S. 'Abasa [80]: 11-12) Dan Tadzkirah, disebutkan dalam bentuk masdar, dari Dzakkara-Yudzakkiru, yang berarti petunjuk dan petuah."
- 4) Firman-Nya, نوما هو الأ دكر للخالين (Q.S. Al-Qalam [68]: 52) Maka, dzikrun maknanya ialah mulia untuk seluruh alam, seperti firman-Nya, فإنّه (Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu... (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 44)<sup>21</sup>
- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ,Firman-Nya (5 الْخِمُعةِ فَاسْعَوْا إِلَّى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا النَّبِيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ (9. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 9)

Terhadap ayat tersebut, Said bin Jubair berkata: adz-dzikru adalah غَامَةُ اللهُ وَلَا (taat kepada Allah Ta'ala), maka orang yang taat kepada-Nya berarti mengingat-Nya, dan orang yang tidak taat kepada-Nya maka ia tidak ingat kepada-Nya meskipun banyak bertasbih. Dan disebutkan secara berulang (dua kali) pada ayat yang sama menunjukkan adanya pemberitahuan sekaligus penegasan bahwa ingat Allah adalah perintah di setiap keadaan dan tidak dikhususkan pada waktu salat saja.

Adz-Dzikru, "ingat", lawannya lupa (ابنينيان). Tetapi ini khusus untuk hati. Jika dzal dikasrahkan (Adz-Dzikr) artinya mengingat dengan lisan dan hati.<sup>5)</sup>

# (ذَكَّى) Dzakkay

Firman-Nya, وَمَا اكُنَ السَّبُغُ إِلَا مَا ذَكَيْتُم dan (diharamkan pula memakannya) apa yang telah diterkam oleh binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3)

Keterangan

أيخها :(ذَى النبيَعة) Dzakkadz-Dzabii<u>h</u>ah (ذَى النبيَعة): (menyembelihnya). المجالة (menyembelihnya). المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجال

<sup>1.</sup> Ibid, plid 7 juz 19 hlm. 93.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 110.

<sup>3.</sup> *lbid*, glid 6 juz 17 hlm. 30-31.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 125.

<sup>5.</sup> Ibid, jihd 10 juz 30 hlm. 126.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 film. 41.

<sup>2.</sup> Lihat, Al-Mawardi, An-Nuqotu wol 'Uyurun Tafsir Al-Mowardi, juz 6 him. 74.

<sup>3</sup> Tafsir At-Qurtabi, jilid 9 juz 18 hlm 71

<sup>4.</sup> Haasiyatush-Shoawiy 'ala Tafsır talalain, juz 6 hlm. 165.

S. Ibid, jilid Ljuz 1 nlm. 98.

<sup>6.</sup> Kamus Al-Munawwir, him. 449.

# \*

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



maksudnya, kecuali yang kamu sempat menangkapnya dalam keadaan masih bernapas dan menggelepar-gelepar, seperti binatang yang disembelih, terus kamu sembelih dan kamu matikan sebagaimana yang ditentukan oleh syara'.<sup>1</sup>]

# (أَذِلَةٌ) - Adzillatun (أَذِلَةٌ)

Firman-Nya, وَلَفَدَ نَصَرُكُمُ اللّهُ بِبَدْرِوَاتُتُمْ أَذِلَةٌ Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 123)

Keterangan

Menurut Ash-Shabuni 33 ialah "orang yang sedikit jumlahnya". 21 Dan Adzillah pada ayat tersebut menjelaskan kondisi pasukan Muslim di perang Badar sebagai kekuatan yang lemah lantaran jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah pasukan musuh. Baca Badr.

Makna lain dari Adzillah adalah "kehinaan". Misalnya, المنافعة المنافعة في الحياة الثانية المنافعة المنافعة المنافعة في الحياة الثانية المنافعة المنافعة في الحياة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

Sedangkan Adz-Dzulalu adalah bentuk jamak dari Dzaluulun (دنون), yakni "patuh dan taat". Misalnya, نَثُلُ كَانِي مِنَ كُلُّ التُمَرَاتِ فَاسَلُكِي سَبُلُ رَبِّكِ kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). (Q.S. An-Nahl [16]: 69) maksudnya dengan patuh dan tunduk jalannya akan dimudahkan Allah Swt.

## (ذلولٌ) Dzaluulun

Dzaluulun artinya "tidak jalang", "penurut dan mudah diatur",<sup>5]</sup> Yakni, kata yang menyifati

1. Tafsır Al-Maraghı, jilid 2 juz 6 hlm. 50.

sapi betina sebagaimana yang ditunjukkan ciricirinya oleh Musa a.s., إِنَّهَا بَقُرَةٌ لاَ ذَلُولًا ثَيْيِرَ الأَرْضَ bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah ... {Q.S. Al-Bagarah [2]: 71)

# (دَمَّةٌ) Dzimmah

Firman-Nya, لاَ يَرَفُنُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلاَ ذِمَةُ ...mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian... (Q.S. At-Taubah [9]: 8)

Keterangan

Adz-Dzimmah dan Adz-Dzimaamu ialah perjanjian yang jika dilanggar, maka pelanggarannya akan mendapatkan celaan. Bagi mereka melanggar perjanjian adalah aib. <sup>11</sup> Seperti orang kafir (ahlu kitab) yang ada pada masa pemerintahan Muhammad saw, mereka disebut Ahludz-Dzimmah, "yang diikat dengan perjanjian". Yang di antaranya adalah membayar upeti sebagai bentuk ketundukan kepada pemerintahan Islam. Demikianlah cara beragama yang benar ماله المجازة عَنْ يَعْمَلُونَ عَنْ يَعْدَ وَمُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَعْرِهُمْ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُمْ صَاغِرُونَ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدِوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ عَنْ يَعْرِهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدُوْهُ عَنْ يَدِ

# (الْذَنْبُ) Adz-Dzanbu

Firman-Nya, فَإِنُ لِلْتِينَ طَلَعُوا دُنُوبًا مِثْلُ ذُنُوب أَصَعَابِهِمْ Maka sesungguhnya untuk orangorang zalim ada bahagian (siksa) seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya.. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 59)

Keterangan

Dzanuub maksudnya bagian dari azab. Adz-Dzanuub asalnya ialah timba besar yang dipenuhi air (Ad-Dalwul-'Azhiim).<sup>2]</sup> Adapun Adz-Dzanbu asalnya mengambil ujung sesuatu. Dikatakan, iii, yakni aku mendapati ekornya. Kemudian dipergunakan pada setiap perbuatan yang mendatangkan hukuman yang padanya sebagai penjelasan dari akibatnya, yang karenanya dinamakan Adz-Dzanbu yang mengikuti ungkapan dari hasil yang didapat (hukuman) dari perbuatannya. Dan, jamak Adz-Dzanbu adalah dzunuubun.<sup>3]</sup>

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaaasiir, jilid 1 hlm. 227. 3. Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 74.

<sup>4.</sup> Ibid, jilld 5 juz 14 hlm. 101.

<sup>5</sup> *Ibid*, jilið 1 juz 1 hlm. 141.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 61.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 11; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Crt., hlm. 184.





## (ذَهَبٌ) Dzahabun

Dzahabun: Emas. Lihat surat At-Taubah [9]: 34-35.

## (ذُهَبُ) Dzahaba

Firman-Nya, وَإِنَّا عَلَى دُمَاتٍ بِهِ لَقَادِرُونَ Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa *meng-hilangkannya*. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 18)

Keterangan

Adz-Dzahaab dalam ayat tersebut maksudnya ialah menghilangkan, baik dengan jalan mengeluarkannya dari benda cair maupun dengan menembuskannya ke dalam bumi, sehingga tidak mungkin untuk dikeluarkan. <sup>1</sup>

Dinyatakan: دَمْنِهَ وَمَانِا وَمَرْباً وَ مَدْمَهِا. berarti marra(lewat). Dan juga berarti mati (مَاتُ). Dan, berarti hilang, lenyap (دُمْتِ بِهِ Dan (زُمْنِ وَ أَمْعَى). Dan berarti menggelincirkannya (Azaalahu).

Berikut makna kata *Dzahaba Yadzhabu* yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Firman-Nya, نَفْرَتُ اللهُ يُصِلُ مَنْ يَشَاءُ فَكَرَاتُ مُنْ يَشَاءُ فَلَا اللهُ يَصِلُ مَنْ يَشَاءُ فَلَا اللهُ وَاللهُ يَعْلَيْهُ حَسَرًاتٍ (Q.S. Fathir [35]: 8) maka fala tadzhab nafsaka 'alaihim hasaraat. Al-Kisa'i berkata: Ini adalah kalam Arab yang jarang dijumpai selain sedikit. الإعلان Yakni, janganlah kamu (Muhammad saw.) hilang semangat dalam menyampaikan risalah-Nya, karena urusan petunjuk (al-hidayah) adalah urusan yang mempunyai risalah (Allah Swt.).
- 2) Firman-Nya, المَالِمُ الْمَالِمُ مُوَالِّهُمُ مُوَالُّهُمُ مُوَالُوكُمُ مَرَالُوكُمُ اللهِ Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, Maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. (Q.S. Al-Israa' [17]: 63) Maka, Idzhab dalam ayat tersebut maksudnya, Laksanakanlah rencanamu. Sesungguhnya aku membiarkan kamu untuk melaksanakan apa saja menurut bujukan nafsumu.
- 3) Firman-Nya, وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدُمِبُ (Q.S. An-Nuur [24]: 43) Maka, Yadzhabu bil-Abshaar maksudnya, menyambar penglihatan karena sinarnya yang sangat kuat

dan kedatangannya yang sangat cepat, sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Bagarah ayat 20.<sup>1</sup>

4) Firman-Nya, ثَابِهَا تَلْمَانِيْ إِلَّا فَإِنَّا مِيْهُمْ مُنْتَقِمُونَ Sungguh, jika Kami mewafatkan mereka (sebelum kamu mencapai kemenangan) Maka sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di akhirat). (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 41) yakni Dzahaba dimaksudkan dengan arti "mati"(ناف).

Adapun bunyi ayat: تَفَايَنَ تَدُهَبُونَ Maka ke manakah kamu akan pergi? (Q.S. At-Takwiir [81]: 26)

Terhadap ayat tersebut Al-Maraghi menjelaskan maksudnya, jalan manakah yang hendak kalian tempuh sedang bukti kebenaran telah menyalahkan kalian.<sup>2]</sup> Selanjutnya beliau menjelaskan, "Tidakkah kalian mengetahui bahwa jalan itu buntu?" Oleh sebab itu tidak ada jalan bagi kalian untuk melarikan diri.<sup>3]</sup>

Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa ungkapan seperti itu sebagaimana anda mengatakan kepada orang yang meninggalkan jalan yang lurus (Shiraathal Mustaqiim): هَنَا مَا رَبِينَ اللهِ عَلَيْنَ تَالْمَانِهُ الوَاضِعَ فَأَيْنَ تَالْمَانِهُ (Inilah jalan yang terang, Maka kemanakah kamu pergi?). ال

## (ذَوْق) Dzauq

Firman-Nya, وَإِذَا أَنْفَنَا النَّاسَ رَحَنَهُ مِنْ بَغْدِ صَرَّاءً مَكْرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَكْرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَكْرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَكْرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَكُرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَنْتُمُ إِذَا لَيْهَ أَسْرَحُ مَكُرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَنْتُمُ إِذَا لَيْهَ مَكُرُ فِي عَالِبَاتِنَا قَلِي اللَّهُ أَسْرَحُ مَكُرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَنْتُهُ وَمَا لَا يَعْتَمُ اللَّهُ أَسْرَحُ مَكُرًا إِنَّ رَسَلْنَا يَكُتُبُونَ مَنْتُهُ وَمَا لَمُ اللَّهُ مَكُرُ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ أَسْرَحُ مَكُرًا إِنْ رَسَلْنَا يَكُنُونَ مَنْ مَكُرا إِنْ رَسَلْنَا يَكُنُونَ مَنْ مَكُرا إِنْ رَسَلْنَا يَعْتَمُونَ مَنْكُوا إِنْ إِنْكُ مَنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَكُنُبُونَ مَنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَكُنُونَ مَنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَكُنُونَ مَنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَعْتُمُونَ مِنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَعْتُمُونَ مِنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَعْتُمُونَ مَنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَعْتُمُونَ مَنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَعْتُمُ وَمِنْ إِنْ إِنْكُوا مُعْتَلِقُونَ مَنْكُوا إِنْ رَسَلْنَا يَعْتُمُونَ وَمَا يَعْتُمُونَا لِمُعْتُمُونَ مِنْكُوا إِنْ رَسَلَانًا لِعُنْكُونَ إِنْ إِنْكُونُ مِنْكُوا إِنْكُونَا إِنْ إِنْكُونَا لِمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعُلِيلِكُ مِنْكُوا لِللْهُ لَا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلَى الْمُعْلِيلِكُ مِنْ إِنْكُوا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِلْمُ الْمُعْلِيلِيلِكُ مِنْكُوا إِنْ إِنْكُوا لِمُعْلِيلًا لِمُعَلِّيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِيلًا لِمُعْلِمُ الْمُعْلِيلِكُ مِنْكُوا لِمُعْلِمُ الْمُعْلِيلُولُ المُعْلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِيلِكُ الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ الْمُعْلِمُ لِمُعِلَى الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُ الْمُعِلِمُ لِمُ المُعْلِمُ لِمُعِلَى الْمُعْلِمُ لِمُعِلَى الْمُعْلِمُ لِمُعِلَى المُعْلِمُ لِمُعِلَى المُعْلِمُ لِمُعِلَى المُعْلِمُ لِمُ الْمُعِلَّمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّا لِمُعْلِمُ لِمُعِلَّا لِمُعْلِمُ لِمُعِلَى المُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُ لَلِمُ لِمُلِمُ الْمُعِلَّا لِمُعِلَى المُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَمُ المُع

#### Keterangan

Adz-Dzauq, pada asalnya ialah merasakan makanan dengan mulut (mengecap). Tapi dipakai pula untuk arti merasakan hal-hal yang maknawi, sepertirahmat, nikmat, siksa, dan kesengsaraan.<sup>9</sup>

Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 4 juz 11 hlm. 87; pengertian yang sama juga dijelaskan oleh Ar-Raghib, bahwa asal poz-dzoug adalah merasakan =



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 13.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wosith, juz 1 bab dzal Nm. 316-317.

<sup>3.</sup> Fathul Qadiir, jilid 4 hlm. 339.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 68.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 6 juz 18 hlm. 117.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 10 juz 30 hlm. 57

<sup>3.</sup> tbid, jilid 10 juz 30 hlm. 60.

<sup>4.</sup> Shafwaatut Tafaasiir, jilid 3 juz 526.

•

Maka merasakan bentuk siksaan, misalnya: وَذُوقُوا تَعَدَّاتِ الْحَرِيقِ: Dan rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. (Q.S. Al-Anfal [8]: 50)

Berikut makna dzaug di sejumlah ayat:

- 1) Dzuuquu yang berarti "gembirakan", أَا misalnya: شِنَاكُانُ صَلَاتُهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلاَ تُكَاءُونِصَيِيةُ فَنْدُونَا لَعَدَانَا عِنْدَالْبَيْتِ إِلاَ تُكَاءُونِصَيِيةُ فَنْدُونَا (Q.S. Al-Anfaal [8]: 35) ditujukan kepada mereka yang sesat dalam ritual ibadah, dan yang bersangkutan memandang baik amal ibadahnya. Kata dzuuquu "gembirakanlah", merupakan ejekan buat orang-orang yang cara ibadahnya dengan tepuk tangan dan siulan yang tidak mau mengikuti cara ibadah nabi Muhammad saw.
- 2) Firman-Nya, إِنَّ النَّيْنِ كَفَرُوا بِإِيَائِنَا سَوْفَ نُصَلِّهِمْ نَارًا, Nya نَارًا أَلْفَدَابَ كُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْفَدَابَ (Q.S. An-Nisaa' [4]: 56) Maka, li-yudziiquladzaab maksudnya ialah agar mereka terus menerus merasakan azab, tanpa terputusputus, seperti anda mengatakan kepada orang yang kuat, A'azzaka lahu. Yakni semoga

- Allah memberi anda kekuatan yang kekal dan menambahkannya. <sup>1</sup>
- 3) Firman-Nya, كُنُ نَفْسٍ دَابِقَهُ الْوَتِ (Q.S. Al-Ankabuut [29]: 57) Maksudnya ialah menemui. المجازة (Q.S. Al-Ankabuut [29]: 57) Maksudnya ialah menemui. المجازة والمجازة المجازة والمجازة # (ذَاعَ) Dzaa'a

آالَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْخُوْفِ أَدَاعُوا Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 83)

Keterangan

Dikatakan, اَفَاعَ الشَّهَىٰ وَافَاعَ بِهِ: Menyebarkannya dan menyiarkannya di tengah-tengah orang banyak.<sup>3</sup>]



<sup>=</sup> makanan dengan mulut (mengunyah) dan banyak terpakai dalam hal azab sebagaimana ayat tersebut, dan sedikit sekali terpakai dalam hal rahmat. Lihat, Ar-Raghib, Mu'jam Mulradat Alfaazhii Qur'on, hlm. 185-186.

Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 135, bab: Yas-aluunaka 'anil Anfaal ...hadis no. 4645.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 67.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 28.

<sup>3.</sup> *lbid*, jilid 2 juz 5 film. 104.







## (رَئُسٌ) Ra'sun

Ibnu Manzhur menyatakan di dalam kitabnya, bahwa puncak setiap sesuatu dan menguasainya disebut أَنْ , bentuk jamaknya رَوْنِينَ. Dan Ar-Ra'su, yang berarti "ketua suatu kaum" lantaran banyak jumlahnya kemudian menjadi unsur kekuatan. 11

Secara khusus kata رَأَنَّ ditujukan kepada sebagian anggota badan makhluk, kepala, dan jamaknya رُوْوَنَّ (ru-uusun), misalnya: وَأَخِيهِ أَنْ dan (Musa) memegang (rambut) kepala saudaranya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 150); dan diungkapkannya tentang pemimpin dengan اَلرَّأُنْ dan (husa) dari kata الرَّبُيْنِ dan الْأَوْنِيْنَ dan diungkapkannya tentang pemimpin dengan "yang besar kepalanya". Sedang ungkapan المُناعِة ialah sebutan terhadap binatang (kambing) yang berkepala hitam (tangkas).

Selanjutnya di sejumlah ayat kata *Ra'sun* dan *Ru'uusun* berturut dinyatakan dengan kata lain, di antaranya:

- Kepala penduduk neraka, yang dinyatakan, مُنفِق رُنُوسِهُمُ الْعَمِيمُ Disiramkan air yang sedang medidih di atas kepala mereka. (Q.S. Al-Hajj [22]: 19)
- 2) زنوس الشياطين: kepala setan-setan. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 65) Maksudnya, bahwa buah dari zaqum itu bentuknya jelek dan sangat mengerikan. Orang Arab mengumpamakan rupa yang jelek dengan setan. Mereka mengatakan, wajhuhu ka-annahu wajhu syaithaan, wajahnya seperti wajah setan. Sebagaimana mereka mengumpamakan wajah yang indah dengan malaikat; 31 dan
- 3) Ru-uusu Amwaalikum: Pokok hartamu yang berkenaan dengan praktek riba: وَإِنْ نَبُنْمَ غَلْتُهُمْ نَوْسُ أَمُوالِكُمُ (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279)

## (زنفُ) Ra'fun

Firman-Nya, نَوْجَعَتْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ الْبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةُ Dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 27)

Keterangan

Di dalam Kitab At-Tashil, dijelaskan, bahwa رَوْفَكُ, diambil dari kata الرَّمَافَةُ, yakni rahmat, hanya saja dalam penggunaannya, kata Ar-Ra'fu terpakai untuk menolak sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan الرُخَمَةُ digunakan untuk menolak sesuatu yang tidak disukai yang berkaitan dengan perbuatan terpuji. Maka penggunaan Ar-Rahmah dalam hal ini memiliki kekhususan dari pada Ar-Ra'fah. I Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الرَبْفَ أَنْ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةُ الْمُنْفَى الْمُالِيةُ الْمُنْفَى الْمُالِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلِكُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلِكُمُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُلْكِيةُ الْمُل

# (زَأَيُّ) - Ar-Ru'ya (زَأَيُّ) - Ar-Ru'ya

Firman-Nya, اَزْنِتَ الَّذِي يَكْتِبُ بِالبَينِ *Tahukah* kamu orang-orang yang mendustakan agama? (Q.S. Al-Maa-un [107]: 1)

Keterangan

Ungkapan آرايف maksudnya "beritahukanlah kepadaku!", "tahukah kamu!" Adalah uslub (gaya bahasa) yang digunakan agar pendengar merasa heran, dan mengingatkan bahwa apa yang diungkapkan sesudah kata itu adalah suatu keanehan, sebagai hujjah yang membuat si penentang tak bisa berkutik lagi.<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan meminta khabar di sini adalah mengingkari kenyataan berita tersebut dan mencelanya.<sup>4</sup>

Maksud yang terkandung di dalam surat Al-Maa'un tersebut adalah celaan para pendusta agama, di antaranya: 1) orang yang menghardik anak yatim; 2) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin; 3) orang-orang yang lalai

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 201.



<sup>1.</sup> lbnu Manzhur, *Lisaanul Arab*, jilid 6 hlm. 91 maddah برأس

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 187.

<sup>3.</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, julid 8 juz 23 hlm

<sup>1.</sup> At-Tashiil li 'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 20.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 27 hlm. 183.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 3 juz 7 hlm. 120.





dari salatnya; 4) orang-orang yang berbuat riya; dan 5) mereka yang enggan (menolong dengan) barang berguna. (Q.S. Al-Maa'uun [107]: 2-7)

Sisi lain ungkapan Ara-aita: apakah anda mengetahui dan menyaksikan. Maksudnya ialah, untuk menarik perhatian agar pendengar mau memperhatikan apa yang diturunkan setelah itu. Sama halnya ketika anda mengatakan, غُنْتُا مَاعِنَى صَنْنَى "Apakah anda tahu, apa yang ditakukan oleh si fulan dahulu? Dan ungkapan: رُوَائِتُ فَلانًا كَيْتُ عَرَضَ نَفْسَهُ لِلْمُعَامِّرِ "Apakah anda mengetahui bagaimana si fulan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam marabahaya?"

Dimaksudkan kata-kata tersebut adalah menarik perhatian agar pendengar merasa heran apa yang dilakukan oleh si fulan. <sup>1</sup>]

Makna kata ra'ay, 'alima mengantarkan pemahaman dengan merujuk pada yakin (all'tiqaad). Maka ungkapan arayta dimaksudkan memaksa pembaca untuk yakin. Baca Tabel.

Firman-Nya, غَيْضِ سَأُرِيكُمْ ءَايَاتِي كُمْ عَايِلْتِي (Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamutanda-tanda (azab) -Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 37)

Di dalam Kitab At-Tashil, dijelaskan bahwa Ar-ra'yu, berarti melihat dengan mata (ra'yul-ʻain). Sedangkan, رَنْيَةُ الْفَلْبِ, berarti al-ʻilmu (pengetahuan). Kata ru'ya secara umum dialami oleh para nabi. Di antaranya Nabi Yusuf a.s. yang dinyatakan di dalam firman-Nya: وَقَالَ يَاأَنِتِ مَذَا تَأْوِيلَ (Q.S. Yusuf [12]: 100)

Kemudian mimpi (ru'ya) Nabi Muhammad saw. dinyatakan, وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْنِا الْتِي أَرْنِنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةُ لِنَاسِ (Q.S. Al-Israa' [17]: 60) maksudnya, keajaiban-keajaiban yang disaksikan oleh Nabi saw. pada malam di-isra'-kan. Begitu juga bunyi ayat, القَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّوْنِا بِالْحَقِ : Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya. (Q.S. Al-Fath [48]: 27)

Berkenaan dengan ayat di atas, Ahmad Hassan di dalam kitab tafsirnya, *Tafsir Al-Furqan*, mengemukakan sebuah riwayat:

Sebelum berangkat ke Mekahada mimpi akan masuk Mekkah bersama para sahabatnya. Mimpi itu Rasulullah kabarkan kepada sabahatnya, dan tersiar. Oleh sebab itu tahun itu tidak jadi kaum Muslim masuk Mekah hanya terjadi perdamaian Hudaibiyah. Maka kaum munafik mendustakan mimpi rasul itu, dan mengejek. Maka Rasulullah saw. berkata: "Adakah aku berkata bahwa kita akan masuk Mekah tahun ini?" Tidak. Lalu turun ayat tersebut yang maksudnya bahwa Allah hendak buktikan mimpi Rasul-Nya dengan benar, yaitu kaum kamu akan masuk ke Mekah dengan kehendak Allah, bukannya kehendak kamu. Dalam keadaan sebahagian dari kamu mencukur kepala. Dan Sebahagian dari kamu bergantung sebagai bagian kesopanan ibadah umrah, dan kamu akan masuk dengan tidak ada rasa khawatir apa-apa, karena Allah tahu apa-apa yang kamu tidak tahu. Lalu la karuniakan kepada kamu suatu kemenangan yang dilihat, yaitu perjanjian Hudaibiyah yang menjadi pendahuluan bagi kemenangan menaklukkan Mekah sesudah itu. 🗓

# (رنْيًا) Ri'yan

Firman-Nya, مُمْ أَحْسَنُ أَنَانًا وَرِنَا (Q.S. Maryam [19]: 74) maka, Ar-Ri'yu maksudnya ialah pemandangan. Yakni, pemandangan yang menyedapkan dan bagus. <sup>21</sup> Dan kata Ri'yan pada ayat tersebut ditujukan kepada mereka lebih bagus alat rumah tangganya (Atsaatsan).

# (أَلِرِنَاءُ) 'Ar-Riyaa

Firman-Nya, وَإِذَا قَامُوا اِلَى الصَلَامُ فَامُوا كُسَالَى يُوَامُونَ ; dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan salat itu) di hadapan manusia. (Q.S. An-Nisa' [4]: 142)

## Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa اَلْرَبُهَا وَ الْرَابَةُ, diambil dari الرَّبُهَا وَ الْرَابَةُ, yaitu "seseorang yang memperlihatkan kepada anda apa yang bukan sebenarnya, sehingga anda melihatnya sebagaimana dia melihat anda". Maka orang

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 76.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 247

<sup>2.</sup> Kitab At-Tashil, juz 1 hlm. 20.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 62.

<sup>1</sup> Tofsir Al-Furgon, catatan kaki, no. 3768 hlm. 1012-1013.





yang riya' memperlihatkan pekerjaannya kepada mereka, dan mereka diperlihatkan pekerjaan itu untuk membaguskannya. <sup>1</sup>J

Ar-Ri-aa' yang tertera di dalam firman-Nya, خَرَجُوا مِنْ بِيَارِهِمْ يُطْرًا وَزِفَاءُ النَّاسِ (Q.S. Al-Anfaal [8]: 47) Maksudnya, seseorang melakukan pekerjaan karena ingin dilihat oleh orang lain, agar mereka memuji dan kagum terhadapnya.<sup>2</sup>]

Maksud رواه النّاس, dalam ayat tersebut, adalah sengaja memamerkan agar dilihat orang lain serta mendapat pujian. Dalam perbuatan ini ia tidak bemaksud mendapatkan keridhaan Allah. Penyair mengatakan:

فُوْبُ الْرِيَاءِ يَشِفُ عَمَّا تَحَتَّهُ

قَالِدَ أَكْتَسَبَتْ بِهِ فَاءِنَّكَ عَالَّ "Pakaian riya" İtu bisa memperlihatkan (pelakunya) apa yang ada di baliknya, karena itu jika kamu mengenakannya, maka kamu telah telanjang (berarti

#### (ربّ) Rabbun

Firman-Nya, وَلاَ يَتْجِدُ بَعْطَنَا بَعْطًا أَرْبَائِا مِنْ ذُونِ dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 64)

Keterangan

menelanjangi diri)".31

Arbaab adalah kata bentuk jamak, dan mufradnya rabb. Al-Rabbu (الربة) dalam ayat tersebut artinya tuan atau pembimbing yang patut ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya (as-sayyidu wa al-murabbiy). Namun yang dimaksudkan di sini adalah dia memiliki hak untuk membuat hukum baik haram maupun halal. 41

Berkenaan dengan ayat di atas, menurut riwayat, bahwa waktu dibaca ayat tersebut ada seorang sahabat yang asalnya Nasrani, yang bernama Adi pernah berkata kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah! Kami tidak pernah menganggap ketua-ketua kami sebagai Tuhan lalu sabda Rasululah:

بَلَى أَنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهُمُ الْحَلاَلَ وَ أَحَلُوا لَهُمُ الْحَرَّامَ

"Bukankah apa-apa yang mereka haramkan dan apa yang mereka halalkan kamu terima? Jawabnya: Ya betul! Maka sabda Rasulullah: Itulah arti menganggap mereka

فَاتَّبَعَهُمْ فَذُلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ

sebagai tuhan (Rabb)."<sup>1</sup>]

Adapun firman-Nya, رَبُ الْشَرِفَيْن, adalah Tuhan yang memelihara dua tempat terbitnya matahari, yaitu tempat terbitnya di musim panas dan di musim dingin. Sedangkan رَبَ الْمُوْنِيْن, yang tertera di dalam surat Ar-Rahman ayat 17 adalah 'Tuhan pemelihara dua tempat terbenamnya matahari di musim panas dan di musim dingin'.<sup>2)</sup>

Ar-Rabbu yang tertera di dalam firman-Nya, وَلاَ يَتُجِدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 64) adalah Tuhan Yang Memelihara, dan yang perintah serta larangannya ditaati. Yang dimaksud di sini ialah yang mempunyai hak mensyariatkan hukum haram dan halal. <sup>31</sup>

Sedangkan *Rabbi* (زني): Tuanku. Yakni, Zulaikha. Sebagaimana firman-Nya, إِنَّهُ رَبِي أَخْسَنَ :Sesungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. (Q.S. Yusuf [12]: 23) Baca: *Ma'aadzillaah*.

# (زَىنيَين) Rabbaniyyiin

Rabbaniyyiin adalah lafaz yang berbentuk jamak, sedang bentuk tunggalnya adalah رَبْنَى, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syibawaih, yakni "istilah yang berkaitan dengan Tuhan dan ketaatan kepada-Nya". Sebagaimana dikatakan, رَجْنَ إِلاَمِيّ, apabila "ia selalu kepada Allah dan mengetahuinya". Diriwayatkan, bahwa

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm 186.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 4 juz 10 hlm. 11.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 35.

<sup>4</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 htm. 177.

<sup>1.</sup> Terjemoh Singkot Tafsir Ibnu Kotsir, penerjemah: H. Salım Bahreisy dan H. Said Bahreisy, cet. ke l jilid IV, hlm. 41, PT. Bina ilmu-Surabaya.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 9 juz 27 hlm. 110; Di dalam Kitab At-Tashil disebutkan empat makna rabbun, antara lain; a, berarti Tuhan (ol-iloah); b, berarti tuan (os-sayyid); c, berarti yang memiliki sesuatu, atau yang menguasai suatu perkara (al-moalikisy-syai'); d, berarti kemampuan menciptakan kemaslahatan terhadap suatu perkara (al-maslahatu til-lamzi). Al-Tashiil li 'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 20.

<sup>3.</sup> Ibid, Jilid 1 jur 3 hlm. 177, di dalam Mu'jam disebutkan bahwa 5jili ialah kumpulan manusia, dan orang alim yang tetap sabar. Sedang Ar-Rubbaaniy adalah yang menyembah robb-nya, serta yang sempurna amal dan ilmunya. Kata ar-robb, juga berarti al-muku(raja), os-soyyid (tuan), ol-murobbiy (pengajar, pendidik), ol-quyyim (yang teguh), yang berlimpahan nikmat (ol-murimi). Mu'jam Al-Wosith, juz 1 bab ra' hlm 321; Imam Asy-Syaukani mengutip dari kitab Ash-Shihhoah, bahwa kata robb adalah salah satu dari asma Allah, dan kata tersebut tidak dapat ditujukan kepada selain-Nya melainkan dengan idhafah (misainya, robbul-dioniin, robbul-masyrigi wol-maghrib dst). Sedangkan orang-orang jahiliyah mengatakan kepada raya mereka dengan ar-robb, tihat, Fothul-Qodiir, jilid 1 hlm. 21.





Muhammad Ibnu Hanafiyah berkata sewaktu wafatnya Ibnu 'Abbas, "Pada hari ini telah wafat seorang Rabbaniy umat ini". II Al-Jawaliq mengatakan bahwa Abu 'Ubaidah berkata: Orang Arab tidak mengenal kata rabbaniyyun melainkan ditujukan kepada Al-Fuqahaa' dan Ahlul-'Ilmi, beliau berkata: Saya kira kata Rabbaniyyiin bukanlah kalam Arab, namun ia bahasa Ibrani atau Suryani, dan Al-Qasim menegaskan bahwa Ar-Rabbaniyyuun ialah bahasa Suryani. II

Menurut surat Ali Imran Rabbaniyyin adalah mereka yang bersandar kepada Tuhan, mengajarkan al-kitab dan mempelajarinya (تُعَبِّمُونَ) رُفَكِنُونَ). (Q.S. Ali Imran [3]: 79)

Menurut riwayat, sebagaimana dikemukakan di dalam Tafsir Al-Furgan, bahwa segolongan dari ketua-ketua Yahudi dan Nasrani, datang kepada Rasulullah dan bertanya: "Ya Muhammad, apakah engkau mengajak kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa anak Maryam? Rasulullah "Maadzallaah!, menjawab: aku berlindung kepada Allah, lalu turun ayat tersebut yang maksudnya bahwa seorang manusia yang Allah jadikan nabi dan diberi kitab agama dan hukum untuk keperluan dunia dan akhirat itu, tidak bisa jadi berkata: "Hai manusia marilah beribadah kepadaku, tidak kepada Allah; tetapi ia berkata: hai manusia dari golongan Yahudi dan Nasrani, lantaran kamu mengajarkan kitab agama kamu kepada manusia dan terus mempelajarinya, maka marilah jadi hamba-hamba Allah dengan berbakti kepada-Nya, tidak menyembah kepada Isa dan lainnya".31

# (رُبحَ) Rabi<u>h</u>a

Firman-Nya, نَفْمَا رَبِعَتْ بِجَارِبُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 16)

Keterangan

Ar-Ribhu adalah tambahan yang dihasilkan dalam jual beli kemudian kata tersebut dipergunakan pada setiap buah amal yang kembali. Dan *Ar-Rib<u>h</u>u* (untung) terkadang disandarkan kepada pemilik dagangan atau kepada barang dagangannya itu sendiri. Dikatakan رُبِحْ فِي بَجَارَتِه, dengan dikasrahkan *ba'*-nya, yakni beruntung dalam perdagangannya.

# (مُتَرَبِّصُوْنَ) -Mutarabbashuun (رَبُصَ

بَلَنْدِينَ يُؤَلُونَ مِنْ بَسَايَهِمْ تَرَبُّصْ أَرْبُعَةٍ . Firman-Nya بَلْنَدِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ بَسَايَهِمْ تَرَبُّصْ أَرْبُعَةٍ . Kepada orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 226)

Keterangan

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa راتَرْبُص menurut lughat adalah الأَينَبطَارُ, yakni "menunggu". Sebagaimana firman-Nya, فَلْ تَرْبُصُوا فَإِنِّي مَعْكُمْ مِن "Tunggulah oleh kalian karena kami pun termasuk orang-orang yang menunggu". (Q.S. Ath-Thuur [52]: 31)

Seorang penyair mengatakan:

تَرْتُصُ بِهَا رَبُبَ الْمُنُونِ لَعَلَّهَا

تُطَلَّقُ يَوْمًا أَوْ يَمُوْتُ حَلِيْلَهَا ۗ

"Perempuan itu menunggu pergantian masa mungkin dia itu dicerai, pisah sehari atau suaminya telah meninggal".<sup>3</sup>

# (رَبطَ) Rabitha

Firman-Nya,وَبِنْ رِبَاطِ الْغَيْلِ تُرْمِئُونَ بِهِ. dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu). (Q.S. Al-Anfaal [8]: 60)

Keterangan

Ar-Ribaath dan Al-Mirbaath; tali yang dipergunakan untuk menambat binatang. Dan يَاطَ , berarti menahan dan menyimpan kuda. ألغنيا

Di dalam surat Al-Qashash ayat 10 (نَوْطَأَنُ رَبُطُنَا) maka *ar-rabthu 'alal-qalb*, مَنْكَ قَلْهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ adalah mengikat hati, yakni, menguatkannya.<sup>5</sup>

Begîtu juga dalam surat Al-Anfal ayat (وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّهُطَّانِ وَلِيَرْبِهَا عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الأَقْدَامُ) Maka *Ar-Rabthu <sup>'</sup>Alal-Quluub*: menetapkan hati dan memantapkannya supaya sadar.<sup>6</sup>

<sup>1.</sup> Ibid, plid 1 juz 3 film. 195.

<sup>2.</sup> As-Suyuthi, Al-Itaaan fi 'Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 111

<sup>3.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, Catatan kaki no 426 hlm. 117.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 190.

<sup>2.</sup> Muhtaarush-Shihhuah, hlm 229 maddah يبيء

<sup>3.</sup> Ash-Shabun, *Tofsir Ahkam*, pilid 1 hlm. 307; dan *ol-iilao'* menurut bahasa adalah *al-half* (sumpah), dan menurut syara' adalah menahan diri dengan bersumpah untuk tidak mencampurinya[istrinya]. tihat, *Subulus-Saloam*, juz 3 hlm. 183; Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *at-torobbosh* adalah *ol-intzhaar* (menunggu). Dikatakan: بريمن اللخي رضا و ترمن الخير المعارفة (menunggu). Dikatakan: بريمن اللخير رضا (francinggu). Dikatakan: بريمن الخير رضا (francinggu). Dikatakan: بريمن اللخير (francinggu). Dikatakan: بريمن اللخير (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: بريمن (francinggu). Dikatakan: للمريمن (francinggu). Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatakan: Dikatak

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid 4 juz 10 hlm. 23.

<sup>5.</sup> Ibid, plid 7 juz 20 hlm. 37.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 172.

# ~€ EN

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedang firman-Nya, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذَ قَامُوا . فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدَعُوْ مِنْ دُوبِهِ إِنَّهَا لَقَدُ قَلْنَا إِذَا . (Q.S. Al-Kahfi [18]: 14) Maka, Rabathna 'ala Quluubihim, yakni Kami mengilhamkan kepada mereka kesabaran.'!

# (الْرُنْغُ) Ar-Rubu'u

Firman-Nya, فَإِنْ كَانَ لَهُنُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِنَا تَرْكُنَ مِنْ الرَّعُمُ مِنَا لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدٌ 
بَعْدِ وَصِيْنَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِنَا تَرْكُتُمْ إِنَّ لَمْ يَكُنُ لَكُمْ وَلَدٌ 
Para istri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai 
anak. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 12)

Keterangan

Kata Ar-Rub'u menunjukkan pengertian bilangan. Ar-Rubu'u artinya seperempat, dan Ar-Raabi'u artinya yang keempat, dan Arba'ah, artinya empat. Kata Rubaa', sebagaimana firman-Nya, وَنَا يَكُمُ مِنَ اللَّهَاءِ مُثَنَّى وَثَلاثَ وَرَبَاعُ لَللَّهُ مِنَ اللَّهَاءِ مُثَنَّى وَثَلاثَ وَرَبَاعُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

Arba'ata Hurumin: بِنُ عِبْدُ الشَّهُورِ عِبْدُ اللَّهِ اثْنَا غَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. (Q.S. At-Taubah [9]: 37)

Arba'ata Asyhurin, لِلْذِينَ يُوْلُونَ مِنَ نَسَائِهِمْ تَرْتُصلُ 'Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 226)

Adapun اَرْتَعْ شَهَادَاتِ بِاللهُ: empat kali bersumpah dengan nama Allah. Yakni, ditujukan kepada orang-orang yang menuduh istrinya berzina sedang ia tidak mempunyai saksi, maka sebagai gantinya mereka harus bersumpah dengan nama Allah bila ia (suami) termasuk orang-orang yang benar. (Q.S. An-Nuur [24]: 6)

Sedang أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ: empat puluh malam. Yakni, janji Allah Swt. kepada Musa a.s. untuk memberi Taurat yang lamanya empat puluh (40) malam. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 51)

Adapun زَابِعُهُمْ كُلُيُّمْ; yang keempat adalah anjingnya. Sebagaimana firman-Nya: Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: "(Jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya", sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan: "(Jumlah mereka) tujuh orang, yang kedelapan "Tuhanku anjingnya". Katakanlah: adalah lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit". Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 23)

Sedangkan غورابغة: Dia-lahyangkeempatnya. Yakni, Aliah Swt. Sebagaimana firman-Nya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 7)

# (الْرَنُوَةُ) Ar-Rabwah

Ar-Rabwah ialah tempat yang tinggi, atau dataran tinggi (al-makaanul-murtafii'u minalardhi). Tetumbuhan yang berada di tempat ini memiliki pemandangan yang sangat indah, buahnya sangat baik lantaran udaranya sejuk dan sinar matahari bisa menembusnya secara langsung. <sup>1</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 265)

### (الزنا) Ar-Ribaa

Firman-Nya, وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرُمُ الرِّبَا Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 403.



<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 157

Keterangan

Ar-Ribaa (الرتا): Secara bahasa, berarti 'tambahan'. Dikatakan: زني الَشَنيَ yakni, jika sesuatu itu makin bertambah. Dan juga berasal dari akar kata yang sama adalah آترانية, yakni "tanah tinggi", atau "gundukan tanah". Dikatakan demikian karena ketinggiannya melebihi tanah yang lainnya.11 Imam Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa kata الزبوا, dengan alif yang terdapat pada wawu-nya terdapat perkara yang besar. di antaranya meninggalkan riba adalah pondasi keamanan, ketenteraman dan kunci ketakwaan. oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, اتَفُوا اللَّهُ وَذُرُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ hingga pada ayat , مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَا Q.S. Al-Bagarah [2]: 278-279); hal مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ini mencakup berbagai macam tindak keharaman dan kebejatan-kebejatan (al-khabaa'its), dan merupakan praktek yang merusak, yang berbeda dengan zakat, yang perbedaannya ini tampak -Q.S. Al) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْيِي الصَّدَقَاتِ , pada firman-Nya Bagarah [2]: 275).2)

Sedang kata *Ar-Ribaa*, yang tertera di dalam firman-Nya, وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِبَرْيُو فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلاَ (Q.S. Ar-Ruum [30]: 39) yang dimaksud adalah tambahan. Yakni memberikan suatu pemberian kepada seeorang dengan harapan menerima imbalan yang lebih banyak dari orang yang diberi. <sup>3</sup>

Firman-Nya, الْأَرْضَ هَامِدَةٌ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَهَا الْلَاءُ الْكَانِّ مَنْ كُلُّ زَوْجٍ يُهِجٍ Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhtumbuhan yang indah. (Q.S. Al-Hajj [22]: 5)

Maka, *Rabat* dalam ayat tersebut ialah bertambah dan berkembang karena air dan tumbuhan masuk menyusup kepadanya. <sup>4</sup>1

Arbaa yang tertera di dalam firman-Nya,هَنْ أَنْ يَكُونُ أَعُهٌ هِيْ أَرْقِي مِنْ أَمْهِ. (Q.S. An-Nahl [16]: 92) adalah lebih banyak jumlahnya.<sup>5]</sup> Sedangkan *Roabiyan* adalah yang terapung di atas permukaan air.<sup>1]</sup> Sebagaimana firman-Nya, نَا خَمْنَا السَّبِيْنُ رَبِّدًا رَابِيًا maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 17)

# (رَثُعَ) Rata'a

Firman-Nya, أَرْسِلُهُ مَعْنَا غَنَا يَرْتُعُ وَيِلْعَبْ وَإِنَّا لُهُ لَحَافِظُونَ biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan bermainmain. (Q.S. Yusuf [12]: 12)

Keterangan

Dikatakan رَبَعَتِ اللَّشِيَة, hewan ternak tersebut makan sesukanya, dan masuk bab khadha'a.²) Menurut Ar-Raghib, Ar-Rat'u asalnya adalah makanan binatang ternak (aklul-bahaa-im). Dikatakan رَبُعَ يَرْبُعُ رُبُوعًا وَرِنَاعًا. Kemudian dipinjam untuk manusia bila menghendaki makanan yang banyak dengan jalan tasybih (penyerupaan).³)

# (رَتُقًا) Ratqan

Ar-Ratqu ialah berpadu, baik secara ciptaan maupun buatan. Ar-Ratqu adalah lawan dari شَيْنُ (retak, cerai-berai). Dan dikatakan: الْشَنْقُ, yakni مَرْتُونُ (yang kokoh, kuat jalinannya dan rapat), dan مَرْتُونُ فَنْقَهُ (perkaranya telah diperbaiki, stabil). Firman-Nya, وَالْأُرْضُ كَانَا وَتُقَا لَنُهُ (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 30)

# (رَبُلَ) Rattala

Firman-Nya, نَوْرَقِلِ الْفُرْمَانُ تَرْتِيلُا ...Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 4) (Q.S. Al-Furqaan [25]: 32)

Keterangan

Wa Rattilil-Qur-aana maknanya bacalah Al-Qur'an dengan perlahan dan pelan-pelan dengan menjelaskan huruf-hurufnya. Dikatakan: نَفْرُرَتُك apabila gigi-gigi seri itu merongos dan

<sup>1.</sup> Ibid, alid 1 juz 3 him, 54.

<sup>2.</sup> Lihat, Al-Burhan fi 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm 410.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 51.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 17 hlm. 87,

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 129.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 87; Raabiyan. dari Rabao Yarbuu (tumbuh, bertambah, berkembang). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 150; Al-Kasysyoaf, juz 4 hlm. 150.

رت ع Muhtoarush-Shihhaah, hlm. 232 maddah وت

<sup>3.</sup> Mu'yam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 192.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 23.

رتاق Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 232 maddah وتاق

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, Juz 1 bab ro' hlm. 327.





sebagainya tidak bersambung dengan sebagian yang lain. <sup>1</sup> Ar-Razi menjelaskan bahwa *tartil* di dalam bacaan adalah tidak tergesa-gesa (*At-Tarassal*) dan memperjelas bacaan (huruf-huruf) nya tanpa melebihi batas. <sup>2</sup>

# (رجَ) Rajja

Firman-Nya, إِذَا رَجُبُ الْأَرْضُ رَجًا Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 4)

#### Keterangan

Rujjat: Zulzilat (digoncangkan).<sup>3</sup> Yakni, digoncangkan dan digerakkan dengan sehebathebatnya. Sehingga robohlah bangunan-bangunan dan gunung-gunung yang berada di atas bumi. <sup>4</sup>

# (رجْزٌ) Rijzun

Firmań-Nya, وَالرَجْوَ فَاهْجَرَ dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 5)

#### Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *ar-rajzu* adalah *Al-Qadzru* (الَقَدُر), "kotoran" seperti halnya *Ar-Rijsu*. Sedang *Ar-Rijzu* dan *Ar-Rujza* adalah penyembahan terhadap patung-patung. Dan dikatakan termasuk perbuatan syirik karena ia telah mengabdi kepada selain Allah *Ta'ala*, mereka ragu-ragu dan goncang akidahnya. <sup>5)</sup>

Adapun Ar-Rujza Fahjur, maka Ar-Rujza dimaksudkan dengan azab, sebagaimana firman-Nya, نَانَ كَمُفَتَ عَنَّا الرَّجُزُ لَنُوْمِانُ اللهِ "Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami niscaya kami beriman kepadamu...." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 134) maksudnya, tinggalkanlah dosadosa yang membawa kepada azab. 61

Secara berturut-turut makan *Rijzu* dengan azab dapat dilacak dibeberapa ayat:

1) Firman-Nya, إِنَّا مَاٰزِلُونَ عَلَى أَفَلِ هَذِهِ الْقَرْتِةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 34) juga berarti (Q.S. Al-Baqarah [2]: 59) Rijzan juga berarti siksaan (Al-'Adzaab).<sup>5</sup> Kalangan mufassirin mengatakan bahwa siksaan yang dimaksud adalah sejenis penyakit yang disebut dengan Thaa-un. Yakni siksaan dari Allah

yang ditimpakan kepada bani Isra'il karena kefasikannya.<sup>6</sup>1

azab yang mengejutkan orang yang dikenai azab itu. Kata ini berasal dari, ارتبع فُلانُ وَارْتَجِسَ Pan asal kata jugang berarti si fulan goncang. Dan asal kata نرجوز menurut lughat adalah terus-menerus bergerak, diambil dari ucapan mereka فَقَدُّ , apabila kakinya gemetar(kedinginan) sehingga tidak tenang berdirinya. Dan karena keragu-raguannya setan memasuki manusia untuk mempengaruhuinya, yang diistilahkan dengan نجرة الشيطان; Gangguan setan. (Q.S. Al-Anfal [8]: 11)

Pada surat Al-'Ankabuut di atas dimaksudkan bahwa turunnya azab Tuhan membuat goncang mereka dan hatinya copot karena kefasikan (pembangkangan terhadap utusan Tuhan, Luth a.s.) telah merasuk ke dalam hati mereka hingga melekat erat sebagai tabiat dan kebiasaan mereka.

Kata rijzun berkaitan dengan gempa yang menimpa kaum Nabi Luth (Rijzan minas-Samaa'). Menurut pendapat yang masyhur bahwa gempa telah mengguncangkan bumi bersama mereka dan menelan mereka sampai ke perut bumi, sehingga tempat negeri mereka menjadi danau besar yang airnya asin, yaitu laut Mati. 31

2) Firman-Nya, عنود بنائه الزخل المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الموا

فَأَتْرَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلْمُوا رِجَزًا مِنَ السَّمَاءِ . (3) Firman-Nya

- 1. Ibid, jilid 7 juz 20 hlm 136.
- 2. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 5 hlm. 352 maddah وزير
- 3. Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 138.
- 4. Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 45
- 5. tbid, jilid 1 juz 1 hlm. 123.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 110.

<sup>2.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 232 maddah رتال

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 205.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 131

<sup>5</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 5 hlm. 352 moddah 353

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 29 him. 124; Az-Zamakhsyari menjelaskan dibaca dengan kosrah dan dhammah (or-nyzo dan ar-rujta) adalah al-odroath isiksa), sedang maknanya berarti tinggalkanlah apa yang tetap menyembah berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan lainnya yang kerap dilakukan oleh orang-orang yang banyak dosa. Lihat, Al-Kosysyoof, juz 4 him. 181.



# (اَلْرِجْسُ) Al-Rijsu

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwasanya Az-Zujaj berkata: Ar-Rijsu menurut lugat adalah isim untuk setiap amal yang kotor, lalu Allah menegaskannya menjadi sesuatu yang tercela ini sebagai Rijsun. الكونة adalah segala yang kotor, baik menurut perasaan indera, akal, maupun syara'. Atau berarti pula sesuatu yang tidak memiliki nilai kebaikan, atau berarti titipan di dunia dan siksa di akhirat. <sup>21</sup>

Adapun Ar-Rijsu (پَيْسَانُ وَالْاَسْتَابُ وَالْاَلْمِتَابُ وَالْاَلْمِتَابُ وَالْاَلْمِتَابُ وَالْاَلْمِتَابُ وَالْاَلْمِتَابُ الْمُغْطَانِ (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 90) maksudnya ialah hal-hal yang kotor, baik secara nyata maupun secara maknawi. Dikatakan, rajulun rijsun (زَجُن رُجُس), orang itu keji. Kekejian dapat ditihat dari beberapa dimensi; bisa dilihat dari segi tabiat. Dari segi akat. Dari segi syara', seperti khamer dan judi. Bisa pula dari segi semua itu, seperti bangkai karena ia dijijikkan secara tabiat akal dan syara'. <sup>3</sup>

Kata آرَجْن غَلَى النَّهِ الرَجْن غَلَى النَّهِ الْرَجْن غَلَى النَّهِ الْرَجْن غَلَى النَّهِ الْمُوْنُونَ Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (Q.S. Al-An'am [6]: 125) Maksudnya, mereka itu adalah orang-orang yang sesat sehingga dadanya sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Menurut A. Hassan, rijsun dinyatakan dengan siksa karena sangat sempit di dadanya sehingga tidak ada untuk kedudukan iman di hatinya. <sup>41</sup> Baca: Sha'ada (Yashsha'-'adu fis-Samaa')

Adapun najis dari segi tabiat misalnya orang-orang munafik tatkala mereka meminta udzur dalam berperang, dan perintah untuk tidak menggubris mereka membuat dada orang munafik sempit. (Q.S. At-Taubah [9]: 94, 95)

# (رَجُعَ) Raja'a

Firman-Nya, اَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مُرْضِيَّةً (Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas dan diridai. (Q.S. Al-Fajr [89]: 28)

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa آَرَنَجَهُ ialah mengembalikan sesuatu menurut asal mulanya, atau dari suatu tempat ke tempat semula (اعَادةُ الشَّيْنِ الْ حَالِ اَوْمَكَانِ كَانَ فِيْهِ أَوْلًا). Sedang arti yang dimaksudkan sebagaimana yang tersebut dalam ayat di atas adalah hujan. Karena hujan yang turun dari langit pada mulanya berasal dari bumi. <sup>11</sup>

Adapun Yarji'uun نَوْطَوْرْ مَاوَّا يَوْجِعُونَ (Q.S. An-Naml [27]: 28) maksudnya, mereka saling bertukar pendapat membicarakan surat ini. أَنْ فَعَلَ di dalam Mu'jam disebutkan bahwa مَنْ فَيْ أَنْ (kembali), ia juga berarti مَوْابِدُ الرَّسَانِي (jawaban sebuah surat), maka dikatakan: جَانِي رَجَنَ رِسَانِي (telah datang kepadaku jawaban suratku). أَ

Fa-raja'uu ilaa Anfusihim yang tertera di dalam firman-Nya, فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهُمْ فَفَالُوا إِنْكُمْ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 64); mereka berpikir (Tafakkaruu wa Tadabbaruu).<sup>4</sup>

Ar-Raj'u yang tertera di dalam firman-Nya, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (Q.S. Ath-Thariq [86]: 11) menurut Ar-Raghib, maknanya ialah hujan (Al-Mathar). Dikatakan Ra'jan, karena kembali dalam keadaan kosong dari gumpalan air. المحافة

Pengertian yang sama dapat diperoleh dalam firman-Nya, إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati). (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 8) yakni mengembalikan kejadian manusia pada asal mulanya setelah sebelumnya menjadi tulang belulang.

Adapun firman-Nya, إِنَّ إِلَى رَبِكَ الْرَجْعَى: Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah *kembalimu*. (Q.S. Al-'Alaq [96]: 8)

Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa *tarkib* ayat di atas merupakan penetapan dengan jalan *iltifat* (memalingkan perhatian) yang tertuju kepada manusia dengan maksud peringatan akibat pengingkaran (*Thughyan*), sedang النافعة

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, *Op. Cit.*, plid 6 hlm. 100 *maddah* رچ س

<sup>2.</sup> Tofsır Al-Maraghi, jilid 3. juz 8 hlm. 22.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 joz 7 film. 20.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Furgon, catatan kaki no 910 hlm. 277.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 154.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 133.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ra' him. 331.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 17 hlm. 47,

Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 194; dan Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa dzaatir-rajii berarti awan yang kembali menurunkan hujan. Lihat, Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 224.

adalah kata bentuk masdar seperti kata Al-Busyray dengan makna Ar-Rujuu, (kembali).11

# (الرَّاحِفَةُ) Ar-Raajifah

Sesungguhnya) غَيْوَمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 6)

#### Keterangan

Ar-Rajfah; sama artinya dengan Ar-Rajfu (dalam arti satu kali); gerakan dan getaran. Orang mengatakan: رَجَفُ الْبَحْرُ, "laut itu bergetar gelombang-gelombangnya". Dan juga perkataan, رَجَفَتِ ٱلأَرْضُ, "bumi bergoncang dan bergetar". hati gemetar ,رَجِفَ الْقُلُبُ وَ الْفُؤَادُ مِنَ الْغَوْفِ , Begitu juga, karena takut".2]

وَالْتُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْفُرِنَتُكَ ,Sedang firman-Nya رَازِخِفُ الْقَوْمُ: (Q.S. Al-Ahzab [33]: 60) dikatakan) يهمُ yakni mereka menyebarkan tentang kabar-kabar buruk dan menimbulkan fitnah (goncangan).3]

# (رَجَالًا) Rijaalan

Jika kamu : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكْبَانًا ,Jika kamu dalam keadaan takut maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 239)

#### Keterangan

Ar-Rajulu adalah kata jamak dari راجل, pejalan kaki". Wazannya sama dengan Ar-Rakbu, kata jamak dari Raakib, "penunggang kendaraan".⁴]

.Q.S. وَاصْبُوبُ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ,Adapun firman-Nya Al-Kahfi [18]: 32) maka رَجُنَيْن maksudnya ialah dua orang laki-laki, yakni Qatrus dan Yahuza. dimaksudkan dengan laki-laki yang اَلرُجُنِ Sedang telah balig dari bani Adam. 51

Perihal kata Rajulaini, Prof. DR. Mahmud Yunus, di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anul Karim, membawakan sebuah riwayat tentang dua orang laki-laki tersebut:

1. Al-Kasysyaaf, juz 4 him. 271.

3. Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ra' hlm 332.

Dua orang laki-laki bersaudara seorang kafir yang bernama Qathrus dan seorang laki-laki mukmin bernama Yahuza. Keduanya mendapat pusaka dari kedua orang tuanya sebesar 8000 dinar, lalu masing-masing mendapat bagian 4000 dinar. Oleh Qathrus uang itu dibelikan tanah yang luas untuk dijadikan kebun, sedangkan saudaranya yang muslim, Yahuza memberikan hartanya untuk amalan sosial, sehingga habislah uangnya. Qathrus mempunyai dua bidang kebun yang luas, yakni kebun anggur yang dilengkapi dengan pohon-pohon kurma yang berderet dan indah tempatnya. Antara keduannya ditanami pula bermacam-macam tanaman. Kedua kebun itu telah mendatangkan hasil yang berlimpah tak diragukan sedikitpun. Dalam kebun itu mengalir air kali untuk menyirami kebun itu. Pada suatu hari datanglah Yahuza (saudaranya muslim) berkata: "Aku lebih kaya dari pada kamu, hartaku banyak, penghasilankupun banyak pula". Lalu dibawanya Yahuza masuk ke kebunnya sambil mengagungkan diri seraya berkata: "Tidak ku sangka bahwa kebun ini akan musnah, bahkan akan tetap tinggal abadi". Tidak aku sangka bahwa hari Kiamat itu akan terjadi". Jawaban saudaranya sambil menyahutnya: "Patutkah engkau kafir terhadap Allah yang menjadikan engkau yang asalnya dari tanah, kemudian dari air laki-laki lalu menyempurnakan kejadianmu sebagai seorang laki-laki". Tetapi saya tetap berkeyakinan bahwa Allah tuhanku, dan tidak pernah aku mempersekutukannya sesuatu pun. Ketika engkau masuk ke kebun itu, kenapa engkau tidak menyebut "Maasya Allaahu laa <u>H</u>awlaa walaa Quwwata illa bllaahi", Inilah kehendak Allah tidak ada kekuatan melainkan Allah. Jika engkau melihatku kekurangan harta benda dan anak, maka mudah-mudahan Allah mengabulkan kebijakan yang baik daripada penghasilan kebunmu. Saya tahu bahwa Allah mendatangkan bahaya dari langit ke kebunmu itu, lalu musnah dan menjadi hancur tanamannya, atau air kali yang dalam kebun itu dihisap tanah lalu menjadi kering dan tandus. Sebab itu, tidak usah kamu menyombongkan diri. Tidak lama

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., julid 3 juz 8 hlm. 197; lihat penjelasannya pada surat Al-A'raaf (7): 78; Al-Kosysyoof, juz 4 hlm. 212 yakni sebuah kata yang menjelaskan keadazo dahsyatnya kejadian hari Kiamat kelak.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 68, lihat penjelasan tersebut الزنزل pada surat Al-Israa'; 17: 64; Imam Al-Bukhari juga menjelaskan bahwa الزنزل bentuk tungalnya زيجالا seperti *shoohibun* dan *shohbun.* (ayat 47). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 154.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab ro' film. 333.

# ~+

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

kemudian datanglah bahaya yang tidak disangka, lalu musnahlah kebun itu. <sup>1</sup>1

Adapun firman-Nya, زَجُنُ مُؤَمِنٌ مِنْ ءَالِ فِرَعَوْنَ يَكُنُمُ Seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 28)

الرَجْل adalah laki-laki yang beriman, yakni anak dari paman Fir'aun, putra mahkota dan kepala angkatan kepolisiannya. Orang inilah yang selamat bersama Musa a.s. Dan dialah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, وَجَاءَ رَجُل (Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas) (Q.S. Al-Qashash [28]: 20).21

Diungkapkan lelaki (رجان) yang meminta perlindungan kepada jin, seperti firman-Nya, رجال مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرجَالٍ مِنَ الْجِنَ Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin. (Q.S. Al-Jin [72]; 6)

# (رَجَمَ Rajama (رَجَمَ)

Firman-Nya, وَنَقُولُونَ هَمُسَةُ سَادِسُهُمْ كَلَيُّهُمْ رَحِمًا بِالْغَيْبِ. Dan yang lain mengatakan: "(Jumlah mereka) adalah lima orang yang keenamnya adalah anjingnya", sebagai terkaan terhadap barang yang gaib.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 22)

Keterangan

Terhadap ayat di atas Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa آنزجَمُ , adalah "kata-kata yang berdasarkan persangkaan". Orang mengatakan, berdasarkan persangkaan". Orang mengatakan, رُحِمَ فِيْهِ أَوْحَدِيْثُ مَرْفَوْرُمُ خَدِيْثُ , yakni saban-saban ada sesuatu yang dikira-kira atau dengan ungkapan: خَدِيْثُ , sebagaimana perkataan penyair:

> وَمَا الْحَرْبُ إِلاَمَا عَلِمْتُمْ وَذَقْتُمْ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِا الْحَدِيْثِ الْمُرَجَّم

"Perang tak lain hanyalah seperti yang telah kamu ketahui dan rasakan. Dan perang bukan cerita perkiraan." 31

Sedang برَجْمًا بِا الْفَيْبِ, adalah seseorang yang menerka apa yang tidak diketahui dan tidak dikenalnya. Sebagaimana orang mengatakan; فُلاَنٌ يُزِيَى بِالْكَلاَمِ رَمُينًا: Artinya si fulan berbicara tanpa pikir. أَنْ رَجْنَا (yakni (berbicara) tidak sesuai dengan hakikatnya, dan jamaknya رَجُوْمُ 21

Pengertiannya ialah dikutuk dan diusir dari setiap kebaikan serta kemuliaan. 
Rajiim adalah pribadi yang lekat kepada setan lantaran setan gemar menduga-duga berita, menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya, oleh karenanya pribadi yang demikian itu adalah pribadi yang terusir dari rahmat Allah.

Sedang *La-arjumannaka* yang tertera di dalam surat Maryam ayat 46 (مَلِكُ maksudnya, sungguh aku akan memakimu dengan lisan, atau sungguh aku akan merajammu dengan batu.<sup>5</sup>

Sedang kaitannya kata *rajam* dengan pelaku zina, maka الرُجَة menurut syara' adalah membunuh orang yang berzina dengan batu.<sup>6</sup>I

#### (رَجَا) Rajaa

Firman-Nya, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يُرْجُونَ Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 104)

Keterangan

Ar-Raja' maknanya Al-Amalu (harapan, keinginan). Az-Zujaj mengatakan, bahwa arti seperti sudah menjadi kesepakatan ahli bahasa yang sesuai dengan keilmuannya. Ar-Raghib mengatakan, bahwa Ar-Raja' adalah Zhann (keyakinan) yang menghendaki tercapainya sesuatu secara mudah, gampang. 7

Yunus, Prof. DR., Mahmud, Tafsir Al-Qur'an Karim, hlm. 425 diambil dan keterangan ayat 32-42.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 63.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 130.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 130.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab ra' hlm. 333.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 12.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid S juz 14 hlm. 20.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 54.

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wasilth, bab ra' hlm. 333.

<sup>7.</sup> Lihat, Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 510.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (مَرْحَبًا) - Mar<u>h</u>aban (رَحْبَ) - Ra<u>h</u>aba

Firman-Nya, قَالُوا بَنْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ : Pengikut-pengikut mereka شَمْنَتُوهُ لَنَا فَبِئُسَ القَرَارُ Pengikut-pengikut mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap". (Q.S. Shaad [38]: 60)

Keterangan

الامزونية Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa لامزونية, menurut Abu 'Ubaidah, bahwa orang Arab berkata 'لا مَرْفيّا بِلانَّ , maksudnya bumi ini tidak menjadi luas bagimu. الامروانية في dan bumi firman-Nya, وَمِنافِتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضَ بِمَا رَحْبَتُ dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu (peristiwa perang hunain). (Q.S. At-Taubah [9]: 25) yakni, gambaran orang-orang yang sengsara.

Kata marhaban tertera pula di dalam firman-Nya, لا مَزَعَبًا بِهِمْ إِنْهُمْ صَالُوا النَّارِ (Berkata pemimpinpemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka". (Q.S. Shaad [38]: 59)

Yakni, bagi mereka yang tersesat jalannya lantaran memilih pemimpin agama yang salah, maka bagi mereka adalah penyesalan, saling melempar tanggung jawab, dan tidak ada ucapan selamat datang, la marhaban bihim.

# (اَلرَّحِيْقُ) Ar-Rahiiq

Firman-Nya, يُسْقُوْنُ مِنْ رَجِيقٍ مَخْتُومِ Mereka diberi minum dari khamer murni yang dilak. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 25)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa منفؤة الغنر, adalah منفؤة الغنر, yakni khamr asli, murni. Al-Ahfasy mengatakan; ia adalah minuman yang tidak ada kekeruhan padanya. <sup>1</sup> Maksudnya, Ar-Rahiiq adalah minuman murni yang tidak ada campurannya. dan Mahtuum: tempat minuman tersebut tertutupi. <sup>2</sup>

### (رخلة) Rihlah

Firman-Nya, إيلاقهم رخلة الشِئناء والصَيْف. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (Q.S. Quraisy [106]: 2)

Keterangan

Dikatakan bahwa الرخان adalah bentuk jamak dari رخان, yaitu apa yang diletakkan di atas punggung binatang, sedang di atasnya terdapat perbekalan si pengendara dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Lihat surat Yusuf [12] ayat 62.

### (رَحِمَ) Ra<u>h</u>ima

Firman-Nya, تَنْ نَتَفَعَكُمْ أَرْحَالِمُكُمُ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمُ الْقِيامة Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagi pada hari Kiamat. (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 3)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa أَرْحَامُكُمْ, adalah kata yang berbentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah asal kata "rahim perempuan". Sedangkan pemakaian tersebut menjadi masyhur karena kedekatannya, sehingga ia (rahim perempuan) menjadi seperti yang memiliki hakekat kasih sayang.<sup>4]</sup>

Dan *Uulu Arhaam*; kaum kerabat dan orangorang yang mempunyai hubungan silaturrahmi; bentuk jamak dari Rahmun, asalnya rahim wanita, yaitu tempat pembentukan janin. Kaum kerabat dinamakan demikian, karena mereka berasal dari satu rahim. <sup>5</sup> Lihat, Q.S. Al-Anfaal [8]: 75.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 43.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 25

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 132.

<sup>1.</sup> Shafwootut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 351.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 79

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 9.

و التوانية الذي ,4. Shafwaatut-Tofoasiir, jilid 3 hlm 360; dan firman-Nya. وانتوانية الذي ,4. Shafwaatut-Tofoasiir, jilid 3 hlm 360; dan firman-Nya. والرمام (الرمة عليه) (الرمة عليه) (الرمة عليه) (الرمة عن الرمة عن المتابع at-or-hourn artinya or-rohmu (kasih sayang) mencakup seluruh kerabat (المارة عامة عليه) (المارة عامة atanpa membedakan antara yang berstatus muhrim ataupun tidak. Lihat, Tofsir At-Qurtubi, jilid 3 إلى 2 5 hlm. 7.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sejumlah ayat yang menyebutkan kata tersebut, berikut perubahan kata-katanya dan yang berdampingan dengannya (*idhafah*), antara lain:

- 1) Rahmatan yang tertera di dalam firman-Nya, وَاثْنَيْنَاهُ الْإِنْجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ النَّينِ الْبَعُوهُ رَأَفُهُ (الله Dan Kami berikan kepadanya (Isa putra Maryam) Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 27) adalah mencari kebaikan. Dengan demikian terdapatlah saling mencintai di antara mereka. المحافية
- 2) Raḥmatihi yang tertera di dalam firman-Nya, نومَنْ يُرْسِنُ الرَبِاعَ بُفُرُا يَنْ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Siapa (pula) kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya. (Q.S. An-Naml [27]: 63) Maksudnya adalah hujan yang menyebabkan suburnya tumbuhtumbuhan.<sup>2)</sup>
- 3) Rahmatan yang tertera di dalam firman-Nya, وَلَئِنُ أَدْفَنَاهُ رَضْعَهُ مِنَّا مِنْ يَعْدِ صَبَرًاءَ مَسْتَهُ لَيَقُولُنُ هَذَا لِي Dan jika Kami merasakan kepadanya suatun rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata: "Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. (Q.S. Fushshilat [41]: 50) maksudnya adalah "kesehatan dan luasnya penghidupan".<sup>31</sup>
- 4) Raḥmatuhu yang tertera di dalam firman-Nya, الْفِي يَاثِلُ الْفَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنْطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 28) Artinya 'rahmat Allah', yang berarti kemanfaatankemanfaatan hujan dan pengaruh yang meliputi binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung dan tanah datar. 41
- 5) Rahmata Rabbika yang tertera di dalam firman-Nya, الْفُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةُ رَبِكَ: Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat Tuhanmu? (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32) Artinya 'rahmat

- Tuhanmu', maksudnya 'kenabian'. <sup>1</sup> Yakni, bentuk kasih sayang terbesar yang diberikan kepada hamba-Nya secara khusus dan yang terpilih, yakni "pangkat kenabian".
- 6) Firman-Nya, الْكُوْ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِينًا عَلَى (Q.S. Al-Fath [48]: 29) Maka, Ruhamaa' adalah kata jamak dari rahiim, artinya penyayang. الإعلان Yakni, Muhammad saw. adalah penyayang kepada mereka (kaum Muslim).
- 7) Ruhman yang tertera di dalam surat Al-Kahfi ayat 81 (فَأَرُوْنَا أَنْ يُبْدِلُهُمَا وَيُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكَاهُ وَأَفْرَتِ رُحْمًا) artinya "kasih sayang", seperti wazan kata Al-Kusru dan Al-Kasrah. المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال
- 8) Firman-Nya, يَاتُهُمْ الْمُحْدَّةِ مُوْمِطُةٌ مِنْ رَبْكُمْ وَشِفَاءٌ (Q.S. Yunus [10]: 57) maka, Rahmatullah adalah buah yang dihasilkan dari bimbingan Allah tersebut yang dengan buah itu orang mukmin mempunyai kelebihan atas orang lain.<sup>4</sup>
- 9) Firman-Nya, الِأَمْنَ رَجِمْ رَبَاءُ (Q.S. Huud [11]: 119) maksudnya kecuali kaum yang telah Allah beri petunjuk dengan karunianya ke jalan yang benar (al-haq) lalu mereka kompak dengan sesamanya dan tidak terjadi perselisihan/ pertentangan di dalamnya. 51

Menurut surat At-Taubah, bahwa mereka yang diberi rahmat adalah: a) mereka yang beriman baik laki-laki atau perempuan; b) mereka menjadi penolong antara satu dengan lainnya, c) mereka mengerjakan yang makruf dan saling mencegah yang munkar; d) mereka mendirikan salat; e) mengeluarkan zakat; dan f) mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya... (Q.S. At-Taubah [9]: 71)

# (الرَّحْمَنُ) Ar-Rahmaan

Imam Al-Mawardi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, bahwa *Ar-Ra<u>h</u>maan* mempunyai dua makna, yakni: 1) ia adalah isim yang menjadi penghalang terhadap kemampuan manusia untuk masuk kepada jajaran nama-Nya, demikian

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm 183.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an Don Terjemahnya, catatan kaki no. 1106 hlm.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 6.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 43.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 82.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 102.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 6 juž 16 hlm. 6.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 4 juz 11 hlm. 122.

<sup>5.</sup> Tafsir Abu Su'ud, juz 3 hlm. 102.

dikatakan oleh Al-Hasan dan Quhrub, 2) bahwa ia adalah pembukaan dari tiga surat apabila dikumpulkan akan menjadi satu nama dari namanama Allah, yakni حم رابر dan ن Lalu ketiga akhraful-muqatha'ah tersebut dipadukan dan menjadi الرَّفَقَنُ, demikian yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Ibnu 'Abbas.'

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْسَ,Sedang firman-Nya -Q.S. Al) قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسُجُدُ لَمَّا تَأْمُونَا وَزَادُهُمْ نُفُورًا Furgaan [25]: 60) maksudnya di antara mereka menyangka bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rahmaan adalah bukan Allah Ta'ala, karena mereka(orang-orang jahiliyah) menggunakan kata Ar-Rahmaan untuk Musailamah Al-Kadzdzaab.21 Yakni, mereka hanya mengenal Musailamah Al-Kadzdzab sebagai Ar-Rahmaan, maka perintah untuk sujud kepada-Nya, tidak disambut oleh mereka selain jauh dari keimanan, hal tersebut didorong oleh pemahaman mereka bahwa Ar-Rahmaan adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Dan di antaranya خَدَيْقَةُ الرَّحْمَن, yakni kebun yang dimiliki oleh Musailamah Al-Kadzdzab, maka ketika ia terbunuh, ia dikuburkan di sisi kebunnya, dan beralih nama dengan Hadiiqatul-Maut.31

# (رُخَاءٌ) Rukhaa-un

Firman-Nya, فَسَعُرَنَا لَهُ الرَبِعَ تَغِرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءُ حَيْثُ (خَاتُهُ: Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendaki. (Q.S. Shaad [38]: 36) Di antara mukjizat Nabi Sulaiman a.s.

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, *Ar-Rukhaa*' adalah *Al-Layyinah* (lembut), di antaranya ucapan mereka: مُنْفِرُ رَفُوُّ yakni, sesuatu yang lembut.<sup>4</sup>

# (رذءٌ) Rid-un

Firman-Nya, وَعَا يُصَدِقُنِي Kaka utuslah dia bersamaku *sebagai pembantuku*  untuk membenarkan perkataanku. (Q.S. Al-Qashash [28]: 34)

Keterangan

Ar-Rid'u: penolong. Dikatakan رَوْنَتُهُ عَلَى عَنُوهِ yang berarti saya menolongnya atas musuhnya. Penyair menegaskan makna ini:

ٱلَمْ ثَرَانُ أَصْرَمَ كَانَ رَدْئ

وَخَيْرَ الْنَاسِ فِي قِلِ وَمَالِ

"Tidakkah kamu tahu bahwa Ashram adalah penolongku dan sebaik-baik manusia, baik di waktu susah maupun di waktu jaya". <sup>1</sup>

# (رَدُّ) Radda

Firman-Nya, هُرَوُوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِمِمْ Kereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Arti selengkapnya: Telah datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepadanya". (Q.S. Ibrahim [14]: 9)

### Keterangan

Fa-radduu aidiyahum fi afwaahihim: Mereka menggigit ujung jari karena marah bercampur benci terhadap apa yang dibawa rasut kepada mereka, di samping merasa muak mendengarkan kata-kata para rasul, karena mencemooh anganangan kosong dan berhala mereka. Abu Ubaidah dan Al-Ahfasy mengatakan, ayat itu adalah perumpamaan. Maksudnya, mereka tidak beriman dan tidak memenuhi seruan untuk orang yang diam, tidak mau menjawab, orang-orang Arab mengatakan, هَنْ رَهُ يُهُ اللّٰهُ فِيْهُ "Dia telah menggigit ujung jarinya". <sup>21</sup>

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa Irtadda berarti Raja'a (kembali). Dikatakan, ارَبُدُ عَنْ أَنْهِ وَ إِرْبَدُ عَنْ طَرِيْقَةَ وَارْتَدُ عَنْ طَرِيْقَةَ وَارْتَدُ عَنْ طَرِيْقَةَ وَارْتَدُ عَنْ طَرِيْقَةَ وَارْتَدُ عَنْ طَرِيْقَةَ وَارْتَدُ عَنْ طَرِيْقَةً وَارْتَدُ عَنْ طَرِيْقَةً وَارْتَدُ عَنْ طَرِيْقَةً وَارْتَدُ عَنْ مِيْنِهِ , apabila kafir setelah memeluk Islam. Makna kembali secara bahasa dinyatakan, نقال ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعِ فَارْتَدُا عَلَى ءَافَارِهِمَا قَصْصًا . Musa berkata: "Inilah tempat yang kita cari,

<sup>1.</sup> Al-Mawardi, An-Nukatu wol 'Uyuun 'ala Tafsir Al-Mawardi, plid 5 hlm. 422-423.

<sup>2.</sup> Hqasiyatush-Shoawiy 'ala Tafsir Jalalain, juz 4 hlm. 333; imam As-Suyuthi menjelaskan bahwa menurut Al-Mubarrad dan Tsa'laba bahwa idadah bahasa ibraniy, asalnya dengan kha' (الرخين, "cinta kasih"). Lihat, al-itqaan fi 'Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 112; dan secara perubahan bentuk kata-nya (tashriif), kata الرخية asalnya الرخية, dan nun-nya adalah zi-yadah (tambahan).

<sup>3.</sup> Ibid; lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfaoahzil Qur'an, hlm. 109.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufrodat Alfaozhil Qur'an, hlm. 197.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 56.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 13 hlm. 137.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab ra' hlm. 379.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 65)

Berikut makna *Radda, Taradda, Maradda*, dan *irtadda* di beberapa tempat:

- Maraddan yang tertera di dalam surat Maryam ayat 76 (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ مِنْدَ رَبِّكَ نُوَايًا وَخَيْرٌ مَرَدًا )
   ialah tempat kembali dan kesudahan. 11
- 2) Taraddaa (نوني). Di dalam surat Al-Lail ayat 11 (نوني) kata taradda dijelaskan, dikatakan, پنوټانوني , "si fulan jatuh dari atas gunung dan terlempar ke bawah". <sup>21</sup> Dan maksud Taradda dalam ayat tersebut adalah ludesnya harta (Khusraan).
- Irtadda juga berarti "berkedip", misalnya: أَنْ
   شَوْنَكُ إِنْكُ مَرْفُك matamu berkedip. (Q.S. An-Naml [27]: 40)
- 4) Ruddu, "Kembali ke jalan yang benar", misalnya, شَيْنَ مُنْاَوَعُلُمْ فِي شَيْءِ فَرَدُوهَ إِلَى اللّهِ وَالرَسْولِ. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)

### (الرَّادِفَة) Ar-Raadifah

Kata ini tertera di dalam surat An-Naazi'aat ayat 7 maksudnya, langit dan isinya yang ikut bergoncang sebagaimana bumi. Pada saat itu planet-planetnya saling bertubrukan dan hancur berantakan.<sup>3</sup>

Murdifiina sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Anfaal ayat 9 (الْكَرْكَةِ مُرْدِيْنِنَ الْكَرْكَةِ مُرْدِيْنِنَ terambil dari kata ardafa, artinya memboncengkan di belakang. <sup>4</sup> Yakni datangnya bala bantuan seribu malaikat.

#### (رَدَمَ) Radman

Radman. Kata ini tertera di dalam surat Al-Kahfi ayat 95 (أَجْعَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمُا) yang artinya penghalang yang membentengi. *Ar-Radmu*  lebih besar dan lebih kuat dari pada *As-Saddu*. Dikatakan: بُوْبٌ مُرَدَّة, yakni pakaian yang ditambal.<sup>1</sup>J

#### (رَدِي) Radaa

Adapun firman-Nya, وَيُنْ يَكْبِيرِ مِنَ الْتَشْرِكِينَ فَقَلَ أَوْلَامِمْ, Q.S. Al-An'aam [6]: 137) (Q.S. Al-An'aam [6]: 137) Maka, Yurduuna maksudnya ialah menghancurkan mereka dengan cara menyesatkan. <sup>31</sup>

Sedang firman-Nya, ؛ وَانْتُنِعُ هَوَاهُ فَتُرَدَى (Q.S. Thaaha [20]: 16) Maka, Fa-tarday maknanya ialah maka kamu binasa. <sup>4</sup> Yakni yang mengikuti selera nafsunya pasti binasa.

### (زذَل) Radzala

Firman-Nya، نَمِنُهُ إِنِّى أَرْقَلِ الْغُمْرِلِيُّنِ لاَ يَعْلَمُ بَعْدَ, Firman-Nya، نَمِنْمُ شَيْنًا dan di antara kamu ada yang dikembalikan: عِلْمِ شَيْنًا kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. (Q.S. An-Nahl [16]: 70)

#### Keterangan

Ardzalul-'umuur: umur yang paling buruk dan paling hina. Dikatakan, وَذُن الشَّيْنَ يَرَدُّن رَدَّاللَّهُ berarti sesuatu menjadi buruk, dan وَرُنَقُهُ عَيْرَهُ berarti dia diburukkan atau dihinakan oleh orang lain. <sup>51</sup> Dan di dalam surat Al-Hajj ayat 5 dijelaskan pula bahwa Ardzalil umuur adalah umur yang paling buruk. <sup>61</sup>

# (رِزْقٌ) Rizqun

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلُ مِنَ,Firman-Nya, Allah-lah yang telah :السَّمَاءِ فَأَخْرَجُ بِهِ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْفَا لَكُمْ menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 76.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 175; Az-Zamakhsyarı menjelaskan bahwa toroddy adalah wazan tofolu dan kata ar-rady yaknı kebinasaan (af-ha-laok) yang menghendakı kematian. Atau toroddoy berarti dalam lubang apabila di kubur. Atau toroddoy berarti di mulut jahannam. Lihat, Al-Kasysyof, juz 4 hlm. 261.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm 22.

<sup>4.</sup> Ibid, Jilid 3 juz 9 hlm. 172; Murdafiin: faujan ba'da faujin (kelompok demi kelompok). Dan, Radafaniy wa ardafaniy: datang setelah aku.Lihat, Shohin Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 135, bab: Yas-aluunaka 'anii Anfoof, hadis no. 6645.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 12.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 198.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 42.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 Juz 16 hlm. 97.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 108.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 87.





dengan air hujan itu berbagai buah yang menjadi rezeki untukmu. (Q.S. Ibrahim [14]: 32)

Keterangan

Ar-Rizqu ialah segala sesuatu yang dimanfaatkan. <sup>11</sup> Di dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 3, dijelaskan bahwa Ar-Rizq, menurut bahasa adalah "pemberian". Kemudian kata ini banyak dipakai untuk pengertian barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia, termasuk di dalamnya hal-hal yang halal ataupun yang haram. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa istilah ar-rizq ini hanya dipakai untuk hal-hal yang halal. <sup>21</sup> Misalnya, فين فين المناب النفيل والأغناب تنفيدين مناه المناب (Q.S. An-Nahl [16]: 67) Maka, Ar-Rizqul Hasan maksudnya ialah apa-apa yang dihalalkan Allah. <sup>31</sup>

# (الرَّاسخُونَ) Ar-Raasikhuun

Firman-Nya, وَالرَّاسِهُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُنِّ مِنْ Dan orang-orang yang mendalam ilmunya عبنير وَبَنا berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 7)

Keterangan

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم maksudnya, mereka adalah orang-orang yang mengerti masalah agama. "Ar-Raghib, menjelaskan, النَّشَيِّ الْبَائِهُ ثَيْنَا أَنْ (sesuatu itu tetap kokoh, tegar, menancap), dan رَسَعُ الْغُدِيرُ (kolam itu tetap pada tempatnya), yakni, مُعْنَيْنُ meresap airnya. أَا

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa ar-Raasikhuuna fil 'Ilmi ialah orang yang mempunyai otoritas khusus (Al-Mutahaqqiq) dengan kemantapan ilmunya (yang menancap di dada) dan tidak tercampuri syubhat.<sup>6]</sup>

# Ar-Rassu (اَلْرَسُّ)

Ar-Rassu, menurut kalam Arab adalah sumur yang di dalamnya tidak dilapisi batu. Dan bentuk

jamaknya, پښاس, demikian yang dikatakan oleh Abu Ubaidah.<sup>1]</sup>

### (رَسَلَ) Rasala

Firman-Nya, فَأَبُهَا فِرْمُونَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالِينَ Maka datanglah kamu berdua kepada Fir`aun dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam".

Keterangan

Di sini kata rasul disebutkan dalam bentuk mufrad (tunggal), bukan mutsanna (berdua), seperti di dalam firman Allah: innaa rasuulan rabbika, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu". Hal ini karena kata rasul digunakan untuk mufrad dan lainnya, seperti yang terdapat pada syair:

لْقَدُ كُدُّبَ الْوَاشُوْنَ مَا بُحْتُ عِنْدَهُمْ بِشَرَوْلاَ أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُوْلِ

"Sungguh berdusta para penghasut itu, aku tidak pernah menampakkan suatu kejahatan pun di tengah-tengah mereka, dan tidak akan mengutus seorang utusan kepada mereka (untuk menjelek-jelekkan mereka)."

Bentuk seperti ini digunakan juga pada kata 'aduwwun dan shadiqun, seperti pada firman-Nya, fa-innahum 'aduwwun lii, "Karena sesungguhnya apa yang kalian sembah itu adalah musuh-musuhku".<sup>21</sup>

Adapun Ar-Rasuul yang tertera di dalam surat At-takwiir ayat 19 (وَنَوْلُ كَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكِ إِذَا تَنْفُسُ(١٨)إِنَّهُ لَقُوْلُ ) yang dimaksud adalah malaikat Jibril. الرَّبْعُولِ كُرِيمٍ

Firman-Nya, إِذَا لَهُمْ مَكُرُ فِي عَائِبَتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوا, Firman-Nya (Q.S. Yunus [10]: 21) maka, إِنْ رُسُلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَعْكُرُونَ (Q.S. Yunus [10]: 21) maka Ar-rusul di sini ialah para malaikat mulia yang bertugas sebagai pencatat amal. 4

Secara umum الرُسُول, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-A'raaf [7] ayat 157: 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمن الذل يجدونه مكتوبا عندهم في النورة والإنجيل بأمرهم با المعروف ويتهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم adalah معان yang diperintahkan Allahuntuk menyampaikan berita suatu syariat atau seruan agama, supaya

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 155.

<sup>2.</sup> tbid, jilid l juz 1 hlm. 42; di dalam Mu'jom dijelaskan bahwa ஆ்ரி, dengan difothahkan adalah bentuk masdor. Sedangkan ஆ்ரி, dengan dikasrahkan adalah nama sesuatu yang direzekikan, yakni setiap apa yang dengannya dapat bermanfaat. Dan juga berarti, sesuatu yang dapat dimanfaatkan, dari hal pakaian atau berupa makanan. Lihat, Mu'jom Al-Wosith, juz 1 bab ra' hlm. 342.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 153.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 1 juz 3 hlm. 93.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 200.

<sup>5.</sup> Ibid, hlm. 200.

<sup>1.</sup> Fothul Qadiir , jilld 4 hlm 76.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 51.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 57.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 87.

# ~**{**[

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

menegakkan dan melaksanakannya. Perintah itu tidak dipersyaratkan harus berupa kitab yang bisa dibaca atau disiarkan, juga tidak harus berupa syariat baru yang dilaksanakan dan digunakan untuk memberi keputusan di antara sesama manusia. Bahkan kadang hanya mengikuti saja kepada syariat rasul yang tain seluruhnya, seperti halnya rasul-rasul di kalangan Bani Isra'il yang semuanya menganut Taurat sebagai pedoman amaliah dan hukum. <sup>1</sup>J

Penjelasan yang sama juga tertera di dalam surat Al-Hajj [22] ayat 52: وَمَا الرَسْلُنَا مِنْ قَبْلِكُ : [22] ayat 52: مِنْ رَسُولِ وَلاَ نَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَكِنَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيْهُ مَكِنَمُ yakni orang yang datang membawa syara' yang baru, sedangkan nabi mencakup makna ini dan mencakup makna orang yang datang untuk menetapkan syara' yang terdahulu seperti para nabi bani Isra'il yang hidup di antara masa Musa dan masa Isa a.s.<sup>21</sup>

Sedangkan *Rasulullaah* yang tertera di dalam firman-Nya,فَقَالَ نَهُمْ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةً اللّهِ وَسُقَيَامًا (Q.S. Asy-Syams [91]: 13) yang dimaksud adalah Nabi Saleh a.s.<sup>3</sup>]

Menurut Ar-Raghib, asal kata *ar-rasuul* ialah terdorong untuk melakukan apa yang disampaikan (*al-inbi'aats 'alat-tu-aadah*). Dikatakan, نَافَةٌ رِسْلَةٌ أَلْبِينَا وَالِينَ مُرَاسِيْلٌ مُنْبِعِثُةٌ الْبِعَالُا سَيْلاً الْسِيْرِوَ إِيلِنْ مُرَاسِيْلٌ مُنْبَعِثُةٌ الْبِعَالُا سَيْلاً مُرَاسِيْلٌ مُنْبَعِثُةٌ الْبِعَالُا سَيْلاً مُراسِيْلٌ مُمْرَاسِيْلٌ مُنْبَعِثُةً الْبِعَالُا سَيْلاً مُراسِيْلٌ مُمُوامِيْلًا مَنْبِعِيْلًا مَيْلاً مُعْلَقًا مَيْلاً مُعْلِمَةً الْمِعالَا مَيْلًا مُعْلِمًا المِعْلِمَةً الْمِعالَا مَيْلًا مُعْلِمًا المُعْلِمَةً الْمِعالَى مَيْلًا مُعْلِمًا المِعالَى مَيْلًا مُعْلِمًا مُعْلَمًا المُعْلِمَةً الْمِعالَى مُعْلِمًا المُعْلَمِيْلِ مُعْلِمًا المُعْلِمَةُ الْمِعالَى مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Adapun اَلْرَسُوْلُ adalah bentuk mufrad dan jamaknya adalah رَسُكُ Dan *Rasulullah* terkadang berarti malaikat, terkadang berarti para nabi. <sup>51</sup>

Kata rasala di dalam Mu'jam dijelaskan dengan beberapa maknanya, dan tertera pula di beberapa ayat sebagai berikut:

- 1) Rasala berarti "membiarkan", dikatakan: رُبُسُن الشَّيْنِ (melepaskannya, membiarkannya), seperti firman-Nya, أَرْسِنَهُ Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi. (Q.S. Yusuf [12]: 12) Baca: Rata'a (Yarta').
- Rasala berarti "menguasai", dikatakan: أَرْسَلُ عَلَيْهِ berarti أَرْسَلُ عَلَيْهِ (menguasainya,

mengaturnya), seperti firman-Nya, الْمُنْرَاقَا أَرْسَلْنَا (Q.S. Maryam [19]: 83) Yakni setan menjadi pengatur jalan pikiran orang-orang kafir.

- 3) Rasala berarti menimpakan, yakni mengirimkan (menjatuhkan) sesuatu dari atas, seperti firman-Nya, بَارُسِنَ عَلَيْهِمْ مِجَارَةً مِنْ طِينِ. Agar Kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras). (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 33)
- 4) Rasala berarti "mencurahkan air", misalnya: ئَارُسَلْنَا السَّنَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْرَارًا عَارُسُلُنَا السَّنَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْرَارًا Dan Kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka. (Q.S. Al-An'am [6]: 6) (Q.S. Huud [11]: 52) dan diartikan "mencurahkan", karena lebatnya. Pada asalnya, kata ini menyifati susu yang sangat deras. Orang itu mengatakan: عَرْبُ الشَّيْنَ تَعِرُوْهِمَ عَرْبُ الشَّيْنَ تَعِرُوْهِمَ , yakni ditujukan terhadap kambing yang banyak sekali mengeluarkan air susunya. المحتوية المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المنا

Sedangkan Al-Mursalaat (انْرُسُلافُ): Para malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan nikmat kepada suatu kaum dan *niqmah* (azab) kepada kaum yang lain.<sup>21</sup>

### (رَوَاسي) Rawaasiya

Firman-Ñya, وَالْغَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ Dan kami menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang bersama kamu. (Q.S. An-Nahl [16]: 15) (Q.S. Qaaf [50]: 7)

#### Keterangan

Rawaasiya, ialah gunung-gunung yang dipancangkan, sehingga bumi tidak bergoncang. <sup>31</sup> Dikatakan: رَسَا الشَّيْنَ يَرْسُوْ, yakni kokoh dan menguatkan yang lainnya. <sup>41</sup> Di dalam surat Al-Anbiyaa' ayat 31 dijelaskan bahwa Ar-Rawasiya adalah kata dalam bentuk jamak dari Raasiyah, yaitu gunung yang kokoh. <sup>51</sup> Dan periuk yang tetap berada di atas tungku, dinyatakan dengan, وَسَيَاتِ (Q.S. Saba' [34]: 13)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 77.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 127.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 18.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 200.

<sup>5.</sup> Ibid, hlm. 200.

Tafsir Al-Maroghi jilid 4 juz 12 hlm. 46; penjelasan tersebut diambil dari surat Huud (11): 52.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 178.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 him. 62.

<sup>4.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaoazhil Qur'an, hlm. 201.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 23.



### (مُرْسَاهَا) Mursaaha (رَسَيَ) Rasaa

Firman-Nya, بَشْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيُّانَ مُرْسَاهًا Mereka bertanya kepadamu tentang Kiamat, bilakah terjadinya?"

Keterangan

# (رَشَدَ) Rasyada

Firman-Nya, فَالَ فَرِعْوَنُ مَا أَرِيكُمْ إِلاَ مَا أَرِى وَمَا Fir'aun berkata: "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan aku pandang baik; dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar". (Q.S. Al-Mu'min [40]: 29)

Keterangan

Dikatakan bahwa تَرْضَدُوالرَهُدُ adalah petunjuk dan semua kebaikan. Lawan katanya adalah أَرْضُو أَرْ بَالَهُمُ , yakni "tersesat", atau "setiap kejelekan". Pengertian Al-Ghayyu ini sama dengan Al-Jahlu. Hanya saja Al-Jahlu menunjukkan arti yang bertautan dengan keyakinan, sedangkan Al-Ghayyu berkaitan dengan masalah perilaku. Karena itu dikatakan, hilangnya kebodohan (Al-Jahlu) itu dengan ilmu, sedang hilangnya Al-Ghayyu dengan petunjuk. 3

Adapun زَجُكُ رَشِيدٌ. Orang yang berakal. Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, مَا اَلْيَسَ مِنْكُمُ رَجُكُ رَشِيدٌ....Adakah di antara kamu orang yang berakal? ( Q.S. Huud [11]: 78)

Firman-Nya,نَا ثَامُرُكُ أَامُرُكُ أَانُ ثَمُّكُ الْمَالِكُ أَامُرُكُ أَانُ ثَمُّكُ مَا الْحَلِيمُ الرَّفِيدُ يَعْبُدُ عَابَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لِآتَ الْحَلِيمُ الرَّفِيدُ (Q.S. Huud [11]: 87) Maka, Ar-Rasyiid: tidak menyuruh selain sesuatu yang dia ketahui dengan jelas kebaikan dan kebenarannya. 11 Dan yang dimaksud adalah Nabi Syu'aib a.s.

Sedang نَمْرَشِدُا Pemimpin. Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, وَمَنْ يُطْلِنُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ...dan barangsiapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorangpun pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 17)

# (ٱلْمِرْصَادُ) Al-Mirshaad (رَصَدَ

Firman-Nya, بَانُ رَبُكَ لَبِالْبَرْصَادِ: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (Q.S. Al-Fajr [89]: 14)

Keterangan

Labil-mirshaad: ilaihil-mashiir (kepada-Nya tempat kembali). Al-Mirshaad adalah tempat untuk memonitor (mengawasi). Ar-Rashdu berasal dari مَنْ يَرَشَنُ الْأَمُورَ. Artinya mengawasinya untuk melihat mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Atau bisa pula diartikan "seorang penjaga yang mengawasi sesuatu yang ditakuti". <sup>3</sup>

Berikut makna Rashada dan Mirshaad di sejumlah ayat:

- 1) Al-Mirshaad yang terdapat dalam surat An-Naba' ayat 21: إِنَّ جَهَنْمُ كَانَتْ مِرْصَادًا, adalah tempat penampungan orang-orang yang berhak menghuninya dengan aneka ragam siksaan yang siap ditimpakan kepada mereka. <sup>4</sup>
- Al-Irshaad yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 107 (وَرُسُولُهُ مِنْ) maknanya adalah menanti dan menunggu

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 57.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 126; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 146.

<sup>2</sup> Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 222.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 29, 34.

<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 4 juz 12 hlm. 72.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 225.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 143; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 10.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

\*

dengan sikap permusuhan. Orang mengatakan, نَصْنَتُهُ: saya duduk dan menunggu-nunggu kapan dia lewat.<sup>11</sup>

### (رَضِعَ) Radha'a

Dikatakan. ibu yang) رَضِعَ الْمُؤْلُودُ يُرْضِعُ menyusui).2] Di dalam surat Al-Hajj [22] ayat 2 dijelaskan bahwa Al-Murdhi'ah; wanita yang sedang dalam keadaan menyusui; misalnya, وَأَوْمَلِنَا Dan Kami ilhamkan kepada :إِلَى أَمْ مُوسَى أَنُ أَرْضِعِيهِ ibu Musa; susukanlah dia...." (Q.S. Al-Qashash [28]: 7); dan terkadang diungkapkan dengan و الوالدات يرضعن اولادهنً , Al-Waalidaat, misalnya Para ibu hendaklah: 'حولين كاملين لمن ارادَ ان يتمَ الرضاعةُ menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya."(Q.S. Al-Bagarah [2]: 233)

# (رَضُوَانٌ) Ridhwaanun (رَضُوَانٌ)

Dikatakan, زخييَ يَزضَي رَضَا فَهُوَ مَرْضِيُ وَ مَرْضُوٌ . Imam Ar-Raghib menjelaskan bahwa keridaan seorang hamba dari Allah adalah hendaklah tidak membenci terhadap keputusan-Nya yang telah berjalan. Dan keridhaan Allah dari seorang hamba ialah hendaklah ia melihat-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya dan mencegah larangan-Nya.

**Kedua**, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sebagai wujud keikhlasannya dalam beragama, tidak melihat manusianya yang menyampaikan kebenaran. **Baca** Ikhlash.

Dan di antara wujud rida yang lain وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ dinyatakan, وَالَّذِينَ النَّهُ (Q.S. At-Taubah [9]: 100) Yakni, Radhiyallaahu 'anhum maknanya Allah menerima ketaatan mereka, dan Radhau 'Anhu maknanya mereka rida atas kenikmatan-kenikmatan dunjawi maupun agama yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.1 Sehingga perbuatannya baik yang tumbuh dari perkataan maupun sepak terjangnya selalu dalam rida-Nya, yang disebut dengan Radhiyyan. (Q.S. Maryam [19]: 6)21 Di samping ganaah, ikhlas, maka kata tagwa juga menjadi syarat tumbuhnya rida Allah: وَرَضُوَانٌ مِنَ اللَّهِ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 15); dan itu semua dimiliki oleh agama Islam, agama yang dibawa Muhammad saw., selaku agama yang diridai, الْيُوْمَ أَكْمَلُتْ لَكُمْ دِينَكُمْ , pada hari ini... : وَأَتُهَمَّتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِشْلاَمُ دِيثًا telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]; 3)

# (رَطُبُّ) Rathbun

Ar-Rathbu artinya basah, lawannya yaabis (kering).<sup>3]</sup>

#### Ru'ban (رُغْبًا)

Firman-Nya, شَنُلَقِي فِي فُلُوبِ النَّبِينَ كَفَرُوا الرُّعْتِ بِمَا : akan Kami masukkan ke talam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 151)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Ar-Ra'bu ialah terbebas dari cengkraman ketakutan. Dikatakan, وَعَيْنَهُ فَرَعَبُ (saya takut kepadanya). العَبْنَا فَيُورَعِبُ firman-Nya, نِعْبُمْ رُعْبًا فَيْهَا ...dan tentulah (hati)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 23.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 202.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 84.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 202.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 10.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 33.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 202.

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 203.



kamu akan dipenuhi dengan *ketakutan* terhadap mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 18)

# (اَلْرَعْدُ) Ar-Ra'du

Firman-Nya, هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطْمَعًا وَيُنْشَيْرِهُ. Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 12)

#### Keterangan

Ar-Ra'du adalah suara yang terdengar dari celah-celah awan (guruh). Menurut ilmu fisika, kilat terjadi karena berdekatannya dua awan yang berlainan arus listrik, sehingga kecenderungan masing-masing untuk mendekat lebih dahsyat daripada kekuatan udara yang memisahkan keduanya. Maka, masing-masing saling menyerbu dengan cahaya yang sangat terang dan suara yang sangat keras. Cahaya itu adalah kilat, suara itu adalah guruh yang terjadi akibat benturannya udara-udara kecil yang dikeluarkan oleh listrik kilat yang ada di depannya. 11

# (الرَّغَاءُ) - Ar-Ri'aa'u (الرِّغَاءُ)

Firman-Nya, قَالُنَا لَا لَمُنْفِي حَتَّى يُصْبِرَ الرَّعَاءُ ....
Kedua wanita itu menjawab; "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya)....
(Q.S. Al-Qashash [28]: 23) cerita tentang dua orang wanita (anak Nabi Syu'aib a.s.)

#### Keterangan

Ar-Ri'a' (الزيناء) ialah bentuk jamak dari raa'in, "penggembala". Di dalam surat Al-Mu'minuun [23] ayat 8 dijelaskan bahwa الزيناء ialah orang yang berkuasa atas sesuatu untuk memelihara dan memperbaikinya. Sedangkan الزين الخرج: Rumput-rumputan. Sebagaimana firman-Nya, الذين dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. (Q.S. Al-A'laa [87]: 4)

#### (زاعنًا) Raa'inan

Raa'inan adalah bahasa yang dipergunakan oleh orang-orang Yahudi yang artinya mencela

n orang-orang Yahudi yang 1. Tafsir Al-Maraghi, jika 5 juz 13 hlm. 80. (sabba). Demikian yang diriwayatkan di dalam Kitab Dalaa'ilun-Nubuwwah yang bersumber dari Ibnu 'Abbas.<sup>1</sup> Baca Nazhara (Unzhurna).

# Raghiba (رَغِبَ)

Firman-Nya, وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِ عَنْ نَفْسِهِ. ...dan tidak patut (pula) bagi mereka mencintai diri mereka sendiri dari pada mencintai diri Rasul.... (O.S. At-Taubah 191: 120)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, asal Ar-Raghbah ialah keleluasaan pada sesuatu. Dikatakan, زَغْبَ الشَّيْنَ yakni sesuatu itu luas (ittasa'a) dan <u>haudhun</u> raghiibun (telaga yang luas), dan فَانُنْ رَغِبْتِ الْجَوْفِ (si fulan yang luas lambungnya) dan, فَرَسْ رَغِيْتِ الْعَدُوْ (kuda itu lebar langkahnya).<sup>21</sup>

Selanjutnya apabila dikatakan Raghiba Fiihi maksudnya menghendaki makna cinta kepadanya (Al-Hirshu 'Alaihi). Dan apabila dikatakan Raghiba 'Anhu, dimaksudkan dengan Az-Zuhdu Fiihi, "tidak tertarik terhadap apa yang ada padanya", sebagaimana firman-Nya, قَالُ أَرْفِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

Sedangkan زاغبُون; Orang-orang yang berharap. Yakni, mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya. (Q.5. At-Taubah [9]: 59)

# (رَغَدًا) Raghada

Firman-Nya, نَاْتِهَا رَفْهُا رَفْدًا مِنْ كُلِ مَكَانِ ...rezekinya datang kepadanya *melimpah ruah* dari segenap tempat.... (Q.S. An-Nahl [16]: 112)

Keterangan

Ar-Raghdu ialah sejahtera, tidak ada kesusahan di dalamnya, atau bisa diartikan sebagai longgar. Dikatakan, رَغَنَ عَيْشُ الْفَوْمِ "Sejahtera kehidupan suatu kaum". Artinya rezeki mereka longgar dan banyak. Dikatakan pula, اَرْغَنَا الْفَوْمِ , artinya mereka hidup subur dan

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 47.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 6 juž 18 hlm. 4.

<sup>1.</sup> Al-Itquan fi 'Uluumil Qur'an, juz 2 hlm 112.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'on, hlm. 204

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

dalam kehidupan sejahtera. المحافظة Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, المُعْلَىٰ وَهُدُا مِنْهَا وَهُدُا مِنْهَا وَهُدُا مِنْهَا وَهُدُا مِنْهَا وَهُدُا مِنْهَا وَهُدُا مِنْهَا وَهُدُا مِنْهُا dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 35, 58)

### (رَغُمَ) Raghama

Firman-Nya, كَوْمَنْ يُهَا جِزْقِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْخُرْضِ مُرَاغُمًا . Sarangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 100)

#### Keterangan

Ar-Raghaam adalah tanah yang tipis (atturaabur raqiiq). Dan رَغِمَ ٱلْفَهُ فَلَاقِ رَغَمًا fulan dalam keadaan tunduk dan yang lainnya merendahkannya.<sup>21</sup> Adapun مُزاغَمًا yang tertera pada ayat di atas adalah tempat berhijrah dan tempat tinggal ketika seseorang mendapatkan kebaikan dan kelapangan, sehingga orang-orang yang temah merasa tenang kepadanya.<sup>31</sup>

# (رُفَاتًا) Rufaatan

Firman-Nya, وَقَالُوا أَبِثَا كُتَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَبِثًا لَبَعُونُونَ Dan mereka berkata: "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan bendabenda yang hancur, apa benar-benarkah Kami akan dibangkitkan kembali sebagai mahluk yang baru?". (Q.S. Al-Isra' [17]: 49)

#### Keterangan

Ar-Rufaat: Barang yang terpecah dan hancur dari tiap-tiap sesuatu. أَ عَمْ الشَّمَا أَرْفُلُهُ وَفَا لَنْكُمُ (memecahkan). أَوْفُتُ الشَّمَا أَرْفُلُهُ وَفَا لَنْكُمُ

# (الرَّفَتُ) Ar-Rafatsu

Firman-Nya, نَقَدُ رَفْتُ وَلاَ فَمِنَانُ فِي الْغَيْ ...maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-batahan di dalam masa mengerjakan haji.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 197)

#### Keterangan

Rafatsu, artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh

atau bersetubuh. Lalu dijadikan kinayah dari jima' (bersetubuh). Misalnya, أَجِلُ لَكُمْ نَيْلَةُ المِبْيَامِ Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187)

# (الرَفْدُ) Ar-Rifdu

Firman-Ńya, نُسَ الرَفْدُ الْرَفُودُ (kaknat itu: ...laknat itu seburuk pemberian yang diberikan. (Q.S. Hud [11]; 99) Baca: Warada (Al-Wirdu 'Al-Mawruudi).

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Ar-Rifdu adalah pertolongan dan pemberian (Al-Ma'uunah wal-'Athiyyah). Dan Ar-Rifdu adalah kata masdar, dan لَلْزِقَنَ adalah wadah yang dijadikan sebagai tempat makanan dan karenanya ditafsirkan dengan gelas besar (Al-Qadah).<sup>2</sup>]

Ar-Rifdu (ra' memakai kasrah): pemberian dan bantuan. Orang berkata: رَقْدَهُ وَأَرْفَدُهُ memberinya bantuan dan pemberian. Sedang نَكْرُفُوْدُ، artinya barang yang diberikan. الْكَرْفُوْدُ

# (رَفْرَفُ) Rafrafun

Firman-Nya, مُنْكِئِينَ عَلَى رَفُرَفِ خُصْرٍ Mereka: bertelekan pada bantal-bantal yang hijau. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 76)

#### Keterangan

Ar-Rafraf adalah kertas-kertas yang bertebaran. Lalu dibentuk sebagai pakaian yang mirip dengan pakaian olah raga.<sup>4</sup>

# (مَرْفُوْعَةٌ) - Marfuu'ah (وَفَعَ)

Firman-Nya, وَوَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ: ...Kamī angkatkan gunung (Tursina) di atasmu... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 63)

#### Keterangan

Dikatakan: رَفَعَ اللهُ عَمَلَهُ, berarti *qabilahu* (menerimanya). Dan, رَافَعَهُ النَّ الْحَاكِمِ, berarti syakaahu (mengadukannya). <sup>51</sup> Sedangkan غزنونةً

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid l juz 1 hlm. 85-86.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm. 204.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 131.

<sup>4.</sup> Ibid, µkd 5 juz 15 hlm. 54

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradat Alfazhil Qur'an, hlm. 204.

<sup>1.</sup> Ibid, hlm. 205; ibnu Manzhur menelaskan bahwa or-rofots adalah ol-jimo' dan lainnya yang berkatan dengan suami istri. Sedangkan asalnya perkataan keji. Ar-rofots juga berarti keji dalam perkataannya. Ada pula yang mengatakan bahwa ar-rafats adalah kalimat yang mencakup untuk tiap-tiap yang dimaksudkan hubungan antara suami dan istri. Lisoanui Aroob, jilid 2 hlm 154 maddah adalah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah salah

<sup>2.</sup> Ibid. hlm. 205.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 4 juz 12 hlm. 78; Ar-rafdul-marfuud: ol-'uunul-mu'iin (pertolongan kepada yang tertentu). Dan rafadtuhu berarti a'antuhu (aku membantunya). Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 146

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 204.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-wasiith, juz 1 bab ra' hlm. 360; Qamus Al-Muhiith, jilid 2 bab ra' hlm. 367.

.

Meninggikan. Lawan dari خَافِطَة, yang artinya merendahkan, sebagaimana firman-Nya, خَافِطَة (kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain). (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 3)

Adapun *Rafa'a Abawaihi* sebagaimana yang وَرَفَعَ أَبْوَنِهِ عَلَى) tertera di dalam surat yusuf ayat 100 (الْفَرْشِ وَفَرُوا لَهُ سُجُدًا) أنا alah menaikkan ibu-bapaknya. الفَرْشِ وَفَرُوا لَهُ سُجُدًا

Sedang An Turfa'a yang tertera di dalam surat An-Nuur ayat 36 (أَفِنَ اللَّهُ أَنْ ثُرُفَعَ وَيُتُكُرُ فِهَا اصْفَهُ) maksudnya untuk diagungkan dan dibersihkan dari segala najis dan dari perkataan yang tidak berguna.<sup>21</sup>

Marfuu'ah yang tertera di dalam surat 'Abasa ayat 14 (مَرَفُومَةٍ مُطْهُرَةٍ) ialah tinggi martabatnya ('aaliyatul qadri).' Rafa'as-sama' yang tertera di dalam surat Al-Ghaasyiyah ayat 18 (وَيُفَتُ jalah memegang atau meninggikan apa-apa yang ada di atas kita, seperti matahari, bulan, dan bintang. <sup>41</sup>

Menurut Ar-Raghib makna rafa'a yang tertera di dalam surat An-Nisa' ayat 158 (اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ) maksudnya mengangkatnya ke langit, yakni, memuliakannya. Selanjutnya, beliau (Ar-Raghib) menjelaskan bahwa makna-makna yang ada pada kata rafa'a adalah bervariasi, adakalanya tentang "bangunan" apabila ia dibangun untuk jangka panjang seperti firman-Nya: وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَامِيمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 127); dan adakalanya tentang "kedudukan", "pangkat" karena mulianya, misalnya firman-Nya, وَرَفْحُنَا لَكَ يَحُرُكُ, (Q.S. Alam Nashrah [94]: 4)

Rafa'na laka dzikrak pada ayat tersebut maksudnya "menunjukkan nama Nabi Muhammad saw. di sini ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama dalam kalimat syahadat, asyhaduallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah", menjadikan taat kepada nabi Muhammad termasuk taat juga kepada Allah dan lainnya. <sup>71</sup>

A. Hassan menafsirkan, maksudnya bukankah pada permulaan dada kamu sempit, bebanmu berat, namamu rendah, lalu kami hilangkan semua itu dengan kemajuan dan tersiarnya Islam.<sup>1]</sup>

# (مُرْتَفَقًا) Murtafaqan (رَفَقَ) - Murtafaqan

Firman-Nya, مُتُكِينَ فِهَا عَلَى الْأَرَائِكِ يَعْمَ النُّوْابُ وَحَسَّنَتُ ...mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 31)

#### Keterangan

Murtafaqan artinya tempat bersandar. Orang mengatakan: پَاتَ شُلانٌ مُرْتَفَقاً , "Si fulan tidur dengan bersandar pada siku tangannya". <sup>2</sup> Dan, al-mirfaq adalah sesuatu yang berguna dan bermanfaat. <sup>3</sup> Dankatamurtafaqah jugamenyifati sesuatu yang menyakitkan dan kondisinya buruk, misalnya tempat penghuni neraka dinyatakan dengan, شَرْتَفُقا بِمَاءٍ كَالْبُلُ يَشُويِ الْوُجُوهَ بِلْسَ الشَّرَابُ وَسَانَة ...mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29)

# (رَقَبَ) Raqaba

Firman-Nya, كَيْفُ وَإِنْ يَطْهُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْفُغُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلا Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memeroleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. (Q.S. At-Taubah [9]: 8)

#### Keterangan

Raqabasy-syai' dalam ayat tersebut maksudnya memelihara dan menjaga sesuatu, karena orang yang takut itu mengawasi dan menanti siksaan. Dikatakan, أَمُنْنُ لاَ يَرْفُبُ اللهَ فِي أَمُوْرِهِ, "si fulan tidak memperhatikan siksaan-Nya, sehingga dia ditenggelamkan di dalam perbuatan maksiat. <sup>4</sup>

Sedangkan *Wa lam tarqub lii* yang tertera بزأسي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ يَنْ بَيْ), Sedangkan *Wa lam tarqub lii* yang tertera

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 41.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 109.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 41

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 135.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 205.

<sup>6.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an , hlm. 206.

<sup>7.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1586, hlm. 1076.

<sup>1.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no. 4482, hlm. 1216.

<sup>2.</sup> Tafsir Ai-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 140.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 124.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 61.

(Q.S. Thaaha [20]: 94) maksudnya, إشرائيل وَلَمْ تُرَقُّبُ dan kamu tidak menghiraukan perkataanku. 13

Yataraggabu yang tertera di dalam surat فَأَصْبَعَ فِي الْمُدِينَة خَانِفًا يَتُرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي Al-Qashash ayat 18 ialah menunggu penganiayan yang akan (اسْتُنْمَيْرَةُ diterima.2]

Yataraggabu yang tertera di dalam surat Al-Qashash ayat 21 (فَخَرَجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتُرَفُّبُ) ialah menoleh ke kanan dan ke kirj.33

# (رُقُودٌ) Ruguudan (رُقُدُ) ~ Ruguudan

Dan kamu :وَتَحْسَيُهُمْ أَيْقَاطُا وَهُمْ رُقُودٌ ,Dan kamu mengira mereka itu bangun padahat mereka tidur. (Q.S. Al-Kahfi [18]; 18)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Ar-Rugaad ialah tempat yang nyaman untuk tidur sebentar. Dikatakan, قَدَر . (اَلرُقُودًا) dan jamaknya ialah *Ar-Ruquud* (رُقُودًا فَهُوَ الْفَهُ وَاقْدُ Adapun wa hum ruguudun dalam ayat tersebut hanyalah menyifati mereka dengan ruguud yang disertai dengan banyaknya waktu tidur mereka, sebagai penjelasan tentang kondisi kematian itu sendiri, dan itulah yang mereka yakini bahwa mereka dalam keadaan mati maka tidur dalam keadaan sebentar itulah berdampingan dengan kematian.47

Adapun غزفت Tempat tidur (kubur). Yakni, cepatnya, seakan-akan tidur singkatnya telah فَالُوا بَاوَتِلْنَا مِنْ Sebagaimana firman-Nya, فَالُوا بَاوِتِلْنَا مِنْ Mereka berkata: "Aduhai celakalah :بُعَثْنَا مِنْ مَرَقْبِنًا kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?" (Q.S. Al-Isra' [17]: 52)

# (رَقُ) Ragga

Pada lembaran yang : في زق مَنْشُور , Pada lembaran yang terbuka. (Q.S. Ath-Thuur [52]; 3)

Keterangan

Ragga Mansyuur di dalam ayat tersebut maknanya shahiifah (lembaran yang terbuka). 4 الرق lmam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa الرق المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية ال

dengan difathahkan dan dikasrahkan ra'-nya. penjilidan kertas yang) جِلْدٌ رَفِيْقِ يُكْتُبُ فِيْهِ berarti di dalamnya terdapat catatan). Abu 'Ubaidah mengatakan: الْوَرَقُ adalah الْرَقُ, yaknî "kertas", "daun". Ar-Razi menjelaskan bahwa *ar-raggu* dengan difathahkan, berarti sesuatu yang padanya digunakan sebagai tempat menulis (ma yuktabu fihi), yakni jildun raqiiqun, lembaranlembaran kertas yang telah dijilid. 13

# (التُرَاقِ) - At-Taraaqiya (رَاقِ) Raaqin

Firman-Nya. : كُلا إِذَا بِلُغَتِ النَّرَاقِيَ kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 26)

Keterangan

Yakni, keadaan orang yang dalam sakratul maut. Dan Allah menggambarkan keadaan mereka, sebagaimana firman-Nya,

Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya: "Siapakah yang dapat menyembuhkan?". Dan dia yakin bahwasanya itulah waktu perpisahan (dengan dunia). Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan rasul dan tidak mau mengerjakan salat. Tetapi ia mendustakan rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaan bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 26-35)

At-Taraagiy maksudnya tulang-tulang yang berada di sebelah kanan dan kiri dari kerongkongan mufradnya targuwah.21

لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Adapun firman-Nya, لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض Atau apakah bagi mereka : وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَتَقُوا فِي الْأَمْنِيَابِ kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya?, (jika ada), maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit). (Q.S. Shaad [38]: 10)

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 153.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 142.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 42.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 47.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 206; lihat juga, Tafsir al-Maraghi, jilid S juz 15 hlm. 124.

<sup>5.</sup> Ibid. hlm. 207.

<sup>6.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

<sup>1.</sup> Mu<u>h</u>taarush Shi<u>hh</u>aa<u>h</u>, hlm. 717, maddah; ورق; Shafwatut-Tafasir, iilid 3 hlm. 262





المنزنفوا Maka hendaklah mereka menaiki asbab(sebabsebab). Maksudnya, tangga-tangga, dan jalan yang dapat menguasai singgasana. Demikianlah kata Mujahid dan Qatadah. Dengan pengertian seperti ini Zubair berkata:

وَمَنْ هَابَ أَشْبَابُ الْثَنَايَايُنصَلْبَهِ وَلُوْ رَاقَ أَسْبَابَ الْسَمَاءِ بِسُلَمٍ

"Barangsiapa takut kepada sebab-sebab maut, maka dia akan ditimpa olehnya. Sekalipun dia naik menempuh jalan-jalan di langit dengan sebuah tangga."

Sedang man raaqin yang tertera di dalam bunyi ayat, وَفِيْلُ مَنْرَاقِ, "dan dikatakan (kepadanya): siapakah yang dapat menyembuhkan" (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 27), yakni siapakah yang menyembuhkan dan menyelamatkan keadaannya, seperti halnya orang yang menyembuhkan orang yang kena sengatan binatang dan sakit, dengan perkataan yang dipersiapkan untuk itu. Dan yang dimaksud di sini ialah tabib yang menyembuhkan dengan ucapan dan perbuatan.<sup>2</sup>]

# (مَرْقُومٌ) - Marquumun (رَقَمَ) Raqama

Firman-Nya, أَمْ خَسِبُتُ أَنَّ أَصْغَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا Atau kamu mengira bahwa orangorang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? (Q.S. Al-Kahfi [18]: 9)

Keterangan

Sebagian ahli tafsir mengartikan اَلْرَقِيْمُ dengan "nama anjing", dan sebagian lain mengartikan "batu bersurat". <sup>3</sup>I

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ar-Raqiim: batu bertulis, di mana nama-nama Ashhaabul-Kahfi dicantumkan. Jadi, seperti batu-batu bertulis di Mesir yang menceritakan tentang sejarah kejadian dan biografi para pembesar.<sup>4</sup>

Adapun Marquum yang tertera di dalam surat Al-Muthaffifiin ayat 9 dan 20 (كِتَابٌ مَرْفُومٌ): Kitab yang tertulis. Diambil dari kata رَفْمَ الْكِتَاب. Artinya membuat tanda di dalamnya. Tanda

4. Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 121.

('alaamah) disebut juga raqiim.'I Dan ar-raqiim maknanya al-lauh (papan, lempengan) adalah lughat Romawi.'I

#### (رَكِبَ) Rakaba

Firman-Nya, تَتْرَكُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ: Sesungguhnya kamu melalui tingat demi tingkat. (Q.S. Al-Insyiqaaq [84]: 19)

Keterangan

La-tarkabunna maknanya benar-benar akan mengalami. <sup>3</sup> Sedangkan Mutaraakiban yang tertera di dalam firman-Nya, مِنْهُ حَبِّرا نَخْرِجُ (Q.S. Al-An'aam [6]: 99) maksudnya ialah sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. <sup>4</sup>

Ar-Raghib menjelaskan bahwa asal kata Ar-Rukuub ialah keberadaan seseorang (Al-Insaan) di atas punggung hewan. Dan terkadang dipakai pada perahu (yang berarti naik di atas perahu). أَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Rukbu, Rukbaanun, dan Rukuub adalah kata jamak dari Ar-Raakib yang artinya, pengendara, yakni kafilahnya. أَذُ Sebagaimana firman-Nya, إِذَ أَنْتُمْ اللَّهُ الْمُعْدَوْةِ الشَّنْيَا وَهُمْ بِالْمُدُوّةِ الشَّمْيَةُ وَالْخُدِّ أَسْفَلُ مِنْكُمْ (Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh dan kafilah itu berada di bawah kamu. (Q.S. Al-Anfal [8]: 42); dan firman-Nya, الْحَانُ وَعُنْنُ فَرَجْانُا Jika kamu dalam keadaan takut maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 239)

# (رَكَدَ) Rakada

Firman-Nya, نِشَا أَيْسَكُنِ الرَّبِحَ فَيَطَلَّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ Jika Dia menghendaki Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu berhenti di permukaan laut. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 33)

#### Keterangan

lmam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Rawaakidu adalah tsawaabatun saakinatun la

<sup>6.</sup> Ibid, hlm. 207.



<sup>1.</sup> *Ibid*, µlid 8 już 24 hlm. 70. 2. *Ibid*, jilid 10 już 29 hlm. 153

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki no. 872 hlm. 444; Ar-raqiim: al-luuh(papan). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 157.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 74.

<sup>2.</sup> Al-Burhan fii 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 93.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm 196

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 207.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

•

tasiiru, yakni tak bergerak, berhenti dan diam tak berjalan. Berasal dari ارکد الله, bila air itu diam, tidak mengalir. أ

# (رکُزُ) Rakaza (رَکَزَ) ~ Rikzan (رکُزُ

Firman-Nya, إِكْنُ مَا أَحْدٍ أَوْ تُشَمَّعُ لَهُمْ رِكْرًا Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samarsamar? (Q.S. Maryam [19]: 98)

Keterangan

Rikzan: suara lembut (shautul khafiy).21

# (زکسی) Rakasa

Firman-Nya, وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ...padahal Allah *membalikkan* mereka kepada kekafiran, disebabkan oleh usaha mereka sendiri.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 88)

#### Keterangan

الزغن adalah wazan نفزى, yakni "mengembalikan sesuatu dalam keadaan berbalik kepalanya, jika ia mempunyai kepala", atau "perubahan dari sesuatu keadaan yang lebih hina dari padanya", seperti perubahan makanan (yang diproses di dalam perut) kemudian menjadi tahi. Yang dimaksud di sini, ialah perubahan yang semula baik berbalik menjadi mengkhianati, dan berbalik memerangi setelah memperlihatkan pertolongannya kepada kaum Muslim. <sup>3</sup>

# (رَكُضَ) Rakadha

Firman-Nya, بَرْخِيْكَ هَذَا مُغَنِّسُكُ بَارِدٌ وَشَرَاكِم (Allah berfirman): "Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. (Q.S. Shaad [38]: 42)

#### Keterangan

ارڭخن Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ازڭخن برجيك, ialah "pukulkanlah kakimu pada tanah". أ

Pada surat Al-Anbiyaa' ayat 12 (فَلَشُوْا) peliau menjelaskan bahwa (بَأَسُنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَرْكُضُونَ رَكُضَ الْرَجْلَ الْفَرَسَ بِرِجَانِيَهِ رَكُضَ الْرَجْلَ الْفَرَسَ بِرِجَانِيَهِ lelaki tersebut telah memayahkan kuda dengan kedua kakinya. Dan dikatakan pula رُكُضَ الْفَرَسُ kuda melompat. Berakar dari kata ini muncul kalimat: *urkudh bi-rijlika*, melompatlah dengan kakimu. <sup>1</sup>

# (رَكَعَ) Raka'a

Firman-Nya, فَاسْتَغْفَرُرُيُّهُ وَخُرُواكِمًا وَأَنَابَ ...maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shaad [38]: 24)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa زاکنا yang dimaksud ialah orang-orang yang bersujud. Memang kadang-kadang sujud diungkapkan dengan kata-kata *ruku*'. Demikian sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

فَخَرَّعَلَى وَجُهِهِ رَاكِعًا

### وَتَابَ إِلَى الِلهِ مِنْ كُلُ ذَنْبِ

"Maka dia menyungkur wajahnya seraya bersujud. dan bertaubat kepada Allah atas segala dosanya".<sup>2]</sup>

Di dalam surat Ali 'lmraan ayat 43 (يَامَرِيْمُ) Ar-Ruku' ialah (اَفَنُي لِرَبَكِ وَاسْجُنِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِمِينَ Ar-Ruku' ialah membungkukkan badan. Yang dimaksud di sini ialah kata kiasan yang menunjukkan perbuatan tersebut, yakni rendah diri dan khusyu' dalam beribadah.<sup>31</sup>

Ar-Raghib menjelaskan bahwa Ar-Rukuu' adalah simpati (al-inhinaa') terkadang dipergunakan untuk tata cara khusus di dalam salat dan terkadang untuk arti tawadhdhu' (merendah diri). Adakalanya dalam hal ibadah dan adakalanya dalam hal selainnya.<sup>4</sup>]

# (رَكُمَ) Rakama

Firman-Nya, أَنْ اللَّهَ يُوْجِي سَعَابًا ثُمْ يُؤْفِفُ بَيْنَهُ Tidakkah kamu melihat bahwa Allah : ثُمُّمَ يَجْمُلُهُ رَكَانا تَالَمُ يَجْمُلُهُ رَكَانا: Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. (Q.S. An-Nuur [24]: 43)

#### Keterangan

Dikatakan, sa<u>h</u>aabun markuum, yakni mutaraakim (awan yang bertumpuk-tumpuk,

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaosiir, jilid 3 hlm. 142.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 88; Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qu'an, hlm. 207.

<sup>3.</sup> *ibid*, jilid 2 juz 5 hłm. 113; lihat juga, *Mu'jam Mufrodat Alfaozhil Qur'an*, hlm. 208.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 8 juz 23 hlm. 123; Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 208.

<sup>1.</sup> Ibid, jılid 6 juz 17 hlm. 12.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 108.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 150.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 208.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



bertimbun-timbun). Dan اَنْزِكُمْ ialah bertumpuktumpuk, sebagiannya berada di atas sebagiannya yang lain (maa yulqaa ba'dhahu 'alaa ba'dhin). ال

Kata ini tertera pula di dalam firman-Nya, نَوْبَجُونَ الْغَيِيثَ يُعْضَهُ مَلَى بَعْضٍ فَيْرَكُنهُ جَبِيعًا (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu semuanya ditumpukkan-Nya. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 37)

# (زَكُنَ) Rakana

Firman-Nya, وَلَوْلاَ أَنْ نَبُتُنَاكُ لَقَدُ كِدُتَ تَرَكَّ إِلَيْهِمْ شَيْئَاك. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati) mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. (Q.S. Al-Israa' [17]: 74)

#### Keterangan

Ar-Rukuunu ilasy-syai' ialah cenderung pada salah satu sudut dari sesuatu. Lalu dipinjam untuk arti kekuatan.<sup>2</sup>]

Firman-Nya, وَلاَ تَرْكُنُوا إِلَى النَّبِينَ طَلَّمُوا فَتَمَسَّكُمُ (Q.S. Huud [11]: 113) maka, Rukunu ilasyyai' maksudnya bersandar kepada sesuatu. Dan rukunusy-syai' dimaksudkan dengan sisi sesuatu yang terkuat dan hal yang dijadikan kekuatan. Seperti, kerajaan, tentara, atau lainnya. <sup>3</sup>

Begitu pula yang tertera pula di dalam firman-Nya, نولا نَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَعُوا فَنَسَكُمُ النَّالِ dan janganlah *kamu cenderung* kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.... (Q.S. Huud [11]: 113)

Dan juga firman-Nya, إِنَى بِكُمْ قُوْهُ أَوْ ءَاوِي Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolongmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)'. (Q.S. Huud [11]: 80)

# Rama<u>h</u>a (وَهُمَّ)

Firman-Nya, ثَنَالُهُ أَنِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَعْلَفُ أَنِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَعْلَفُ : binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 94)

#### Keterangan

Dikatakan, هَذَ رَبَعَهُ, yakni menusuk sesuatu dengannya (tombak, lembing). Dan زَمَعِطِئَةُ الدَّابَةُ (menyepak pada dadanya), yakni sebagai *tasybiih* (penyerupaan). <sup>11</sup>

# (يُمَادٌ) ~ Rumaadun (يَمَدُ)

Firman-Nya, أَغْمَالُهُمْ كُرْمَادٍ الشَّتَدُتْ بِهِ الرَبِحُ فِي يَوْمٍ Amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Arti selengkapnya, berbunyi: Orangorang yang kafir kepada Tuhannya amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. (Q.S. Ibrahim [14]: 18)

#### Keterangan

Dikatakan, زبنت Dan زبند وزبيد واؤند وأزبدا، الناز, yakni menjadi abu. Dan disebutkan dengan kata ar-ramad (merupakan bagian dari makna) kebinasaan sebagaimana kata abu yang dinyatakan dengan al-humuud (reda, padam).<sup>21</sup>

# (زَمْزٌ) Ramzun (زَمْزَ) ~ Ramzun

Firman-Nya, قَالُ رَبِّ اَجْعَلَى لِي ءَايَةُ قَالَ ءَايِنَكَ أَلاَ كُلُكُمُ : Berkata Zakaria: "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata kepada manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 41)

#### Keterangan

Ar-Ramzuialahisyaratdengantangan, kepala atau selain keduanya. Ar-Ramzu ini dikategorikan pula sebagai kalam (pembicaraan) karena dapat memberikan pengertian, sebagaimana kata-kata, dan mampu menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh si pembicara.<sup>3</sup>

# (رَمَضَانُ) Ramadan

شَهُرْ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُى ,Firman-Nya Beberapa hari yang) : بِلنَّاس وَنِيْنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْفَانِ

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 147; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 209.



<sup>1</sup> Ibid, hlm. 208; Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 117.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, plid 5 juz 15 hlm. 76.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 4 juz 12 film.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 209.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 209.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quraan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). (Q.S. Al-Bagarah [2]: 185)

#### Keterangan

الكونية berarti sangat panas (syiddatul-harri). ban ar-ramadhu adalah masdar dari ucapan anda: ربيض الرئبل يزيض رنيضاً, apabila terbakar (terkelupas) telapak kakinya disebabkan sangat panasnya. Dan syahrur-ramadhaan terambil dari ربيض المئابغ, apabila panas tenggorokannya karena sangat kehausan. 11

# (اَلْرَمِيْمُ) Ar-Ramiim

Firman-Nya, اَنْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ Angin itu tidak membiarkan suatupun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 42)

#### Keterangan

الشيئ النبائية , ialah الشيئ النبائية , yang artinya sesuatu yang merusak kondisinya. Menurut Az-Zujaz, Ar-Ramiim, ialah "daun berlubang yang diremukkan seperti orang yang lemah kondisi tubuhnya" (Al-Waraqul-jaafil-Mutahthimun mitslul-Hasyiimi). Dan رَمْ الْعِظَامُ, apabila diuji dengan kesusahan maka ia adalah rimmah, yakni seperti potongan tulang yang telah rapuh.<sup>21</sup>

Ar-Ramiim juga berarti "hancur luluh". Sebagaimana firman-Nya, نَالُ مَنْ يُغْنِي الْبِطَاءُ وَهِيَ رَبِيمَ أَنْهُ اللهِ اللهُ وَهِيَ رَبِيمَ أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# (رُمَّانٌ) Rammaanu

Rammaanu: Buah delima. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, فَيَعَا فَاكِهَةٌ وَنَعُانٌ وَرَعَانٌ. Di dalam keduanya ada beberapa macam buah-buahan dan kurma serta delima. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 68)

#### Ramaa (رَمَى)

Firman-Nya, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ النَّحْصَتَاتِ: Dan orangorang yang *menuduh* wanita yang baik-baik (berbuat zina). (Q.S. An-Nuur [24]: 4)

#### Keterangan

المجارة المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعا

وَجَرْحُ الْلِسَانِ كَجَرْحِ اَلْيَدِ
"Luka (yang dimunculkan melalui) lisan
sama (bahayanya) dengan luka yang
dilakukan oleh tangan".1]

# (ٱلرَّمْنِةُ) Ar-Rahbah

Firman-Nya, وَقَالُ اللّٰهُ لاَ تَتَّجِدُوا إِلٰهِنِي اثْنَيْنَ إِنْنَا هُوَ إِللّٰهِ Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut". (Q.S. An-Nahl [16]: 51)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, وَ الرُّمْيَةُ وَ الرُّمْيِةُ وَ الرُّمْيةُ وَ الرُّمْيةُ وَ الرُّمْيةُ وَ الرُّمْيةُ وَ الرُّمْيةُ وَ الرُّمْيةُ وَ الرَّمْيةُ وَ الرَّمْيةُ وَ الرَّمْيةُ وَ الرَّمْيةُ وَالرَّمْيةُ وَالْمَلْمُ اللَّمْيةُ وَالرَّمْيةُ وَالرَّمْيةُ وَالرَّمْيةُ وَالرَّمْيةُ وَالْمُلْمِيقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُلْمِيقُ وَلَمْيْعُونَ وَالْمُلْمُ اللَّمْيةُ وَلَيْمُ اللَّمْيةُ وَلَّمْ الْمُلْمِيقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمُ اللَّمِيقُ اللَّمْيةُ وَلِمُ اللَّمْيْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْفُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْفُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمِلْمِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

Di dalam surat Al-Anfaal ayat 60 (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا), maka Al-Irhaab (اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوُّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَيْلِ تُرْمِيُونَ بِهِ dan at-tarhiib, adalah melemparkan ke dalam ketakutan dan disertai dengan kegelisahan. 4

# Ar-Ruhban (الرُّمْيَان)

Ar-Ruhbaan dan Rahbaniyyah adalah para pendeta di kalangan Nasrani, mereka adalah yang tidak beristri, atau yang tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. <sup>51</sup> Ar-Ruhban tertera

رم ش Libnu Manzhur, *Op. Cit.*, jilid 7 hlm, 160, 162 maddah رم

Shafwaatut-Tafaasır, pilid 3 him. 255; Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Ar-Ramiim ialah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi bila mengerg dan basah. Lihat, Shahih Al-Bukhari, pilid 3 him. 199.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 35.

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 2 hlm. 55.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 209.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 99.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 23.

Depag, Al-Mubin, Al-Qur'on don Terjemohnya, catatan kaki no. 1461, hlm. 905, CV. Syifa-Semarang.





di dalam firman-Nya, نَا لَأَخْبَارِ وَالرَّمْبَانِ لَيَأْكُلُونَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّمْبَانِ لِيَأْكُلُونَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. (Q.S. At-Taubah [9]: 34)

### (رَهُطُ) Rahatha

قَالَ يَافَوْمِ أَرْمُظِي أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنْ,Firman-Nya الله: Syu`aib menjawab: "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah. (Q.S. Hud [11]: 92)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa kata آلَنَفَرُ بِالْمِنْعَارُ ,الْرَفْطُ memiliki arti yang sama, yakni "sekelompok laki-laki saja". Lafaz-lafaz tersebut tidak memiliki bentuk mufradnya. Dalam surat Al-An'am ayat 128, disebutkan al-mi'syaaru, menurut Al-Laitsi, berarti setiap kelompok yang memiliki satu urusan yang sama.<sup>1)</sup>

Sedangkan firman-Nya, وَكَانَ فِي النَّبِينَةِ بَسْعَةُ رَفْطٍ (Q.S. An-Naml [27]: 48) maka, يَفْسِدُونَ فِي النَّرْضِ وَلا يُصَلِحُونَ (Q.S. An-Naml [27]: 48) maka, يَشْعَةُ رَفْطٍ menurut Imam Al-Mawardi bahwa ar-rahthu tidak mempunyai bentuk tunggal, dan Tis'atu Rahthin, mereka itu adalah Tsamud kaum Nabi Shaleh yang menyembelih unta betina, menurut Ibnu 'Abbas mereka itu adalah Zu'jiy, Za'im, Harmiy, Daar, Shawab, Ribab, Masthah dan Qidar, yang mereka itu bertempat tinggal di negeri Hijr, Syam.

# (رَمَقَ) Rahaqa

Firman-Nya, اَفْتَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخْلَفُ بَخْسًا وَلاَ رَمْقًا smaka barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (Q.S. Al-Jin [72]: 13)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, نَهِفَهُ الأَمْنِ berarti perkara tersebut tertutup karena ada kekuatan. المحافظ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa نَهْفاً yang tertera pada ayat di atas maksudnya ialah "kezaliman dan hal yang tidak disenangi yang meliputi orang

1. Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 27.

yang dizalimi". Sedangkan *rahaqa*, di dalam surat Jin ayat 6, berarti takabbur dan sombong, berasal dari آئرُمَنَ , yakni "dosa dan diliputi kehinaan". أ Seperti tertera di dalam firman-Nya: فَرَادُومُمْ رَمَعُنَا : Maka jin-jin itu menambah bagi mereka *dosa* dan *kesalahan*. (Q.S. Al-Jin [72]: 6)

Sedang *an yurhiquha* yang tertera di dalam surat Al-Kahfi ayat 80 (فَخَشِينَا أَنْ يُرْمِفَهُمَا طُفْيَانًا وَكُفْرًا) berarti mereka berdua dibawa.<sup>21</sup>

Firman-Nya, وَلاَ يَرْمَقُ وُجُوهُهُمْ فَتُرُولا ذِلْةٌ أُولَئِكَ أَمْبَعَاتُ (Q.S. Yunus [10]: 26) Maka, Rahaqahu: meliputi dan mengatasinya, sehingga ia tertutup dan terhalang. Allah berfirman, قَالَ لاَ تُوْاَجُنُنِي بِمَا أَسِيبَ Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 73)

# (رَهِينٌ) Rahiinun

Firman-Nya, غُلُ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَمِينُ Tiap-tiap manusia *terikat* dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 21)

Keterangan

Ar-Rahiin adalah Al-Mahbuus (أنْكَبُون), "yang terikat". <sup>4</sup> Menurut Ibnu 'Abbas, penghuni neraka Jahannam terikat dengan amal perbuatannya (yang mengantarkan ke neraka jahannam), dan ahli surga pun terikat dengan amal perbuatannya yang mengantarkan ke surga agar mereka menikmati buah amalnya. <sup>5</sup>

Rahiinah yang tertera di dalam surat Al-Mudatstsir ayat 38 (كُنُ نَفْسِ بِمَنا كُسَبَتْ زَمِينَةُ) adalah tergadai dengan amalnya dan ditebus dengannya, mau diselamatkan atau mau dirusak. 6 Menurut Ar-Raghib, زَمِينَةٌ adalah فَعِينَ dengan makna yang menetapi (كُنُمُّةُ). Dan ada juga yang mengatakan dengan makna maf'uul yang berarti setiap jiwa ditetapkan balasan dari amal perbuatan yang telah dilakukannya. 7

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 210

Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 97; Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm.

<sup>2.</sup> *Ibid.*, jilid 6 juz 16 hlm. 6.

<sup>3</sup> Ibid , jilid 4 juz 11 hlm. 94; dan, tarhoquho yang tertera dalam surat 'Abasa ayat 41 ialah toghsyoaho syiddoton (menutupinya dengan rapat). Lihat, Shohih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 222.

<sup>4.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 262.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 9 juz 27 hlm. 24.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 139; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 186.

<sup>7.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 210.



Makna Rahiin dengan Laazim maksudnya amal seseorang sebagai penebus dirinya sebagai suatu kemestian yang harus dilakukan. Di sini tersirat pengertian bahwa seseorang dalam beramal terdorong oleh keterpaksaan dirinya sebagai عبداً (seorang hamba), yang tidak ada lain dalam tugasnya selain menurut, menyerah segala bentuk perintah dan larangan, dengannya ia terselamat dan lepas dari pergadaian. Bila dimaksudkan demikian, maka seseorang sebagai salah satu makhluk ciptaannya tidak jauh beda dengan keberadaan ciptaan-ciptaan lainnya, matahari, bulan, bintang, gunung misalnya yang أَلَمْ تَرَأَنَّ اللهُ hanya punya tugas pokok, yakni sujud, اللَّمْ تَرَأَنَّ اللهُ يْسُجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي أَكْرُض وَالشَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجْرُ وَالدَّوَأَبُّ وَكُثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن :(Q.S. Al-Hajj [22])يُهن اللهُ فَمَالَهُ مِن مُكُرِم إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَايَشًاءُ 18)

Sebagai makhluk ciptaan-Nya, maka manusia diberikan sebuah taklif (aturan agama) yang secara umum konsepnya adalah menyembah: وَمُاخَلَفَتُ الْجِنُ وَالْإِسَ إِلاَّلِيْقَبُدُونِ (Q.S. Adz-Dzariyaat [51]: 56)

Kemudian, bekal dalam melakukan penyembahan Allah memberikan jalannya, di antaranya: 1) muslim; 2) mukmin; 3) mukhlis; dan 4) mukhsin

# (رَهُوًا) Rahwan

Firman-Nya, وَاتْرِكِ الْبَحْرَ رَمُوا إِنَّهُمْ جَنَدٌ مَعْرَفُونِ. Dan dibiarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 24)

#### Keterangan

Rahwan: Tenang. Orang mengatakan: عَيْسُنَ وَ (penghidupan murah dan tenang). Dan dikatakan: رَوْأَفُسُ ذَلِكَ رَمَوْاً "lakukanlah hal itu dengan santai". Jadi *rahwan*, artinya "tenang tanpa bersusah payah". Al-Quthami berkata ketika menggambarkan suatu rombongan kafilah:

يَمْشِيْنَ رَهْوًا فَلاَ الإعْجَازُخَاذِلَةً وَلاَ الدَّصِّدُورُعَلَى الاَّ عُجَازِ تَتَكُلُّ

"Mereka berjalan dengan tenang. Tidak terdapat pantat-pantat (unta) yang keletihan. Dan tidak ada dada yang bersandar pada pantat"." Maksud Rahwan pada ayat di atas adalah Musa a.s., dan para pengikutnya berjalan dengan tidak tergesa-gesa tatkala menyeberangi laut meski Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya.

### (زَاوَدَ) Raawada

Firman-Nya, وَلَقَتْ رَاوَدُوهُ عَنْ طَيْقِهِ. dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka).... (Q.S. Al-Qamar [54]: 37)

#### Keterangan

Dikatakan, Rawaadduhu 'An Dhaifihi maksudnya, mereka memalingkan Nabi Luth dari pendapatnya tentang tamu-tamunya. Mereka meminta kepadanya supaya menyerahkan tamu-tamunya itu kepada mereka agar mereka dapat berbuat mesum terhadap tamu-tamu itu. المان من واودَتني عَنْ نَفْسي Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya...." (Q.S. Yusuf [12]: 26)

Nuraawidu yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 61(قَالُوا سَنُوَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ), maksudnya kami memperdaya dan menarik hati (nya) dengan lemah lembut.<sup>2</sup>]

# (رُوَنْدًا) Ruwaydaa

Firman-Nya, فَمَهُلِ الْكَاهِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيِدُا. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 17)

#### Keterangan

Ruwaida maksudnya "Dalam waktu yang dekat".<sup>3</sup> Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa غَانِوَهُ Anda mengatakan: أَلْإِوَهُ Anda mengatakan: تَرْوَيْدَ رُوْيُدَ غَالِهِ وَرُوْيَدَ بِعَالِمَا وَرُوْيَدَكُ خَالِدًا وَرُوْيَدَكُ خَالِدًا وَرُوْيَدَكُ خَالِدًا بِعَالِما وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَلَوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَرُوْيَدُكُ خَالِدًا وَلِمُوْيَدُكُ خَالِدًا وَلَوْيَدُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَا اللَّهُ عَالًا وَلَوْيَتُكُ أَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْيَعُلُكُ خَالِدًا وَلَوْيَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا وَلَوْيَتُكُ خَالِدًا لَوْلُونَا فَالِدًا وَلَوْيَعُلِكُ خَالِدًا لَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلِيدًا عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ وَلِي قَالِدًا لَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي لَا اللّهُ عَلَيْكُونَا لِهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

# (اَلرُّوْحُ) Ar-Ruu<u>h</u>

Firman-Nya, يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ Yang mengutus Jibril dengan (membawa) بعتادِه perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba-Nya. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 15)

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasir, µiid 3 hlm. 170; lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfaathi Qur'an, hlm. 210.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 93.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 9.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 116.

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab ra' hlm. 381.



#### Keterangan

Ar-Ruuh yang tertera pada ayat di atas adalah Jibril a.s. Adapun Ar-Ruuh yang tertera di dalam surat An-Nahl [16] ayat 2 (مِنْ أَمْرِهِ berarti wahyu. Maksudnya, kedudukannya dalam agama seperti kedudukan ruh dalam tubuh. Ia menghidupkan hati yang telah dimatikan oleh kejahatan. 1

Adapun kata Ar-Ruuh, yang menunjukkan makna malaikat (khususnya Jibril a.s.), selain dari ayat yang tercantum di atas, antara lain:

- 1) Ar-Ruuhul-amiin, sebagaimana yang tertera di dalam surat Asy-Syu'araa' ayat 193 (الرُوحُ الْأَيْنِينَ ) adalah Jibril a.s. disifati dengan al-amiin, karena kepercayaan Allah untuk memelihara wahyu dan menyampaikannya kepada siapapun di antara para hamba-Nya yang dikehendaki.<sup>21</sup>
- 2) Ruuhul-qudus yang tertera di dalam surat Al-Maa-idah [5] ayat 110 إِذَّ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ) secara الْكُرُونِيَّمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِيَبِكَ إِذَّ أَيْدَتُكَ بِرُوحٍ الْفَدْسِ secara umum adalah malaikat pembawa wahyu yang dengannya Allah menguatkan para rasul melalui pengajaran ilahi dan peneguhan dalam tempat-tempat yang tidak mampu dilakukan manusia. <sup>31</sup>

Begitu pula, Ruuhul-quduus yang tertera di dalam surat An-Nahl [16] ayat 102 (الفُدُس مِنْ رَبُك بِالْحَقَ ) secara khusus adalah Jibril as. dinamakan demikian karena dia turun dengan membawa apa yang membersihkan jiwa, berupa Al-Qur'an, Al-Hikmah, dan karunia ilahi.4

3) Ruuhuna yang tertera di dalam surat Maryam [19] ayat 17 (اَنَهَا رُوطَنَا فَأَرْسَلُنَا إِلَهًا رُوطَنَا) adalah Jibril a.s.<sup>5)</sup>

# (اَلُرِنْحُ) Ar-Rii<u>h</u>u

وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ تُنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا,Firman-Nya -Dan taatlah kepada Allah dan Rasul وَتَثَمَّتُ رِيعُكُمُ -Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan,

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 51.

yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu (Q.S. Al-Anfaal [8]: 46)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ar-Riih, asal katanya adalah udara yang bergerak. Lalu dipinjam untuk arti "kekuatan dan kemenangan", karena di dalam tubuh ini tidak ada yang lebih kuat dari padanya. Ia dapat menggoncangkan lautan, mencabut pepohonan, serta menghancurkan rumah-rumah dan bentengbenteng. Atas dasar pengertian ini, dikatakan: جنت الزياخ فُلان, "urusan itu berjalan sebagaimana yang dikehendaki". Dan كنت رياحة ("urusannya menjadi lemah dan kedaulatannya dikuasai". <sup>11</sup>

Adapun Ar-Riih yang tertera di dalam surat Al-A'raaf ayat 57 adalah udara yang bergerak (angin). Menurut bangsa Arab, angin itu ada empat sesuai dengan empat penjuru angin, dari mana angin-angin itu mengalir. Yaitu angin utara dan angin selatan. Kedua angin itu disebut menurut nama arah dari mana keduanya mengalir yang lain adalah angin saba' dan angin qabul. Yang dimaksud dengan angin timur, mereka beranggapan angin ini berasal dari negeri Nejed, sebagaimana angin selatan yang mereka anggap berasal dari Yaman. Sedangkan angin utara mereka anggap dari Syam. Yang keempat ialah angin dabur, yaitu angin barat. Adapun angin yang mengalir miring dari empat penjuru angin yang utama, yakni mengalir pada arah yang miring antara dua mata angin yang utama. Maka angin seperti itu disebut nakha'.

Ar-Raghib mengatakan, setiap tempat dalam Al-Qur'an di mana Allah menyebut tentang dikirimnya angin dengan lafaz mufrad, maka yang dimaksud ialah angin azab. Sedangkan setiap tempat di mana Allah menyebutkan tentang dikirimnya angin dengan lafaz jamak, maka yang dimaksud ialah angin rahmat.<sup>2</sup>

Ar-Riihul 'Aqiim (وَقِ عَادِ إِذَ أَنْسَلْنَا عَلَيْهَا الرَبِيَّةِ الْمُقِيمَةِ)
(Q.S. Adz-Dzariayat [51]: 41) adalah pentasybihan (bentuk penyerupaan) terhadap perempuan yang mandul, yakni perempuan yang tidak bisa hamil dan melahirkan. Maka saat itu angin ini

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 211; Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm.



<sup>2.</sup> Ibid. jilid 7 juz 19 hlm. 99; Pembahasan secara terperinci tentang ruh, lihat Ibnu Al-Qayyim, Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Dimasyq. Al-Ruuh, Daarul-Fikr (t.t) hlm. 187-188; Shofwootut-Tofoasiir, jilid 3 hlm.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 3 juz 7 hlm. 53.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 141.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 40.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 4 juz 10 hlm. 10.

# ~**+**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

tidak mampu melakukan penyerbukan karena mendung, dan tidak ada kebaikan padanya apaiagi keberkahannya karena ia tidak bisa menampung hujan. Begitulah *ar-rii<u>h</u>ul-'aqiim* diserupakan bagi perempuan yang mandul.<sup>11</sup>

# (رَوَاحُ) - Rawaah (رَوَاحُ)

Firman-Nya, وَوَلاَ تَبْلُمُ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَبْنُسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِللهُ اللهُ وَلَهُ الْكَافِرُونَ dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (Q.S. Yusuf [12]: 87)

#### Keterangan

Ar-Rauhu artinya bernafas. Dan Arahal-Insaanu (آزاخ آلالسان), "manusia bernapas". Kemudian dipergunakan dalam arti melapangkan dari kesusahan.<sup>2</sup>]

Turiihuun yang tertera di dalam surat An-Nahlayat 6 (ولكم فيها جَنالٌ حِن تُرِنحُونَ وحِن تُسْتَرخُونَ ) adalah kalian mengembalikannya pada waktu petang dari tempat pengembalaan ke kandangnya. Dikatakan: أَرْحَ النَّشِيَة, berarti 'dia mengembalikan binatang ternak ke kandangnya'. الإنجام Yakni araaha dimaksudkan dengan saat-saat perjalanannya, begitu juga dengan kata rawaah, misalnya, الزنج Angin yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalannaya sebulan (pula). (Q.S. Saba' [34]: 12)

# (الرَّبْحَانُ) Ar-Rai<u>h</u>aan

Ar-Raihaan (الرّبَعَانُ). Kata ini tertera di dalam firman-Nya: وَالْحَبُ ذُو الْمَصَابُ وَالرّبَعَانُ (Q.S. Ar-Rahman [55]: 12) dan *Ar-Raihaan* maknanya rizguhu (rezekinya).<sup>4</sup>

# (رَوْضَاتٌ) Rawdhaatun

Firman-Nya, وَالْذِينَ ءَامَتُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْمَاتِ. Dan orang-orang yang saleh (berada) di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 40)

#### Keterangan

Rawdhaatun (وَوَضَاهُ) adalah bentuk jamak, sedang bentuk mufradnya رَوْضَةُ, yakni tempat yang banyak ditumbuhi bunga dan pepohonan serta buah-buahan. Seperti taman hiburan (Al-Muntazah).

Di dalam surat Ar-Ruum ayat 15 (فَامَنُوا وَمَبِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْصَةٍ يُغَيِّرُونَ المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المس

# (الرَّوْغُ) 'Ar-Rau

Firman-Nya, فَنَتْ ذَمْتِ عَنْ إِبْرَامِيمَ الرَّوْعُ Maka tatkala rasa takut itu hilang dari Ibrahim.... (Q.5. Huud [11]: 74)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib. Dikatakan: وَيُنِعُ فَلانٌ (saya takut kepadanya dan ketakutan si fulan). Dan نافةٌ زوعاً , yakni unta yang ketakutan. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ar-Rau' (huruf ra' memakai fathah) artinya "rasa khawatir dan takut". Sedang Ar-Ruu' (memakai dhammah) yang berarti "jiwa". Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, فَلْمَا ذَهُنِ عَنْ الْمُوْعُ وَجَاءَهُ الْبُشْرَى لِجَادِلْنَا فِي قَوْمٍ لُوطِ لُوطِ لَعْظِيمُ الرُوْعُ وَجَاءَهُ الْبُشْرَى لِجَادِلْنَا فِي قَوْمٍ لُوطِ takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, diapun bersoal-jawab dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Luth. (Q.S. Huud [11]: 74)41

# (زاعنًا) Raa'inaa

Firman-Nya, يَالَيُهَا الْبَينَ ءَامْنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا. Hai orang-orang sang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa-ina" tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 104)

#### Keterangan

"Raa'ina", berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Di kala para sahabat

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, µlid 3 hlm. 256.

Tafsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 29.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 55.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 200.

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, µlid 3 hlm. 137.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 32.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 212-213.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maroghi jilid 4 juz 12 hlm. 60.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudi memakai pula kata ini dengan digunakan seakan-akan menyebut "Raa'ina", padahal yang mereka katakan ialah 🍇 (Ru'uunah) yang berarti: kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan "Raa-ina" dengan "Unzhurna" yang juga sama artinya dengan "Raa'ina". 11 Baca: Unzhurna.

# (رَاغَ) Raagha

Firman-Nya, غَرَاغَ إِلَى مَالِيَهِمْ فَقَالَ أَلاَ تَأَكُلُونَ . Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan". (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 91)

#### Keterangan

Dikatakan: رَاغَ – رَوْمًا وَ رَوْمَانُ وَ رَوَاعَا رَعْمُ yakni berjumpa (*aqbala*) dan condong kepadanya.<sup>2)</sup>

Menurut Ar-Raghib, أَوْنَعُ أَنْ أَعَالِمُ dengan cara tipu daya, dan di antaranya, وَاعُ الشَّفَاتُ (musang yang melakukan tipuan). Begitu juga, مَرْيُقُ رَائِعٌ , apabila tidak terdapat jalan yang lurus (mustaqiim) seakan-akan jalan tersebut bengkok. المَا المُعْلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَلَيْكُوا وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰل

# Raybun (زئیٹ)

Firman-Nya, وَفَالُوا إِنْاكَفُونَا بِنِنا أَرْسَلُمْمُهُ وَإِنَّالَغِي شَلْتِمِمًا: dan berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya". (Q.S. Ibrahim [14]: 9)

#### Keterangan

Ar-Raybah pada ayat tersebut ialah kegoncangan dan ketidaktenangan jiwa terhadap suatu urusan. ارائيي كذا وأزاني (keraguanku seperti ini dan aku menjadi ragu). Sedang Ar-Raibu ialah keragu-raguan terhadap sesuatu perkara lalu menyingkapnya tentang apa yang menjadi keraguannya.<sup>1</sup>]

Ar-Raybu sendiri ialah persangkaaan dan keraguan. Orang mengatakan, raabanisy-sya'yu yariibunii, yang artinya, sesuatu yang menjadikan aku ragu. Sebagaimana firman-Nya, اَمْنَا اللهُ مَنَا نَدُغُونَا إِلْنَا لَهُمِ شَلِبٌ مِمَّا تَدُغُونَا إِلَيْهُ مُرِبٍ apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." (Q.S. Huud [11]: 62)<sup>2</sup>]

Adapun, رَبُ الْلُون sebagaimana yang tertera di dalam surat Ath-Thuur ayat 31(بِهِ رَبْتِ الْمُتُون عَلَيْمُونَ مَاعِرُ تَرْبُونَ الْمُون عَلَيْمُ adalah bentuk tasybih (penyerupaan) tentang kejadian-kejadian yang terjadi dari masa ke masa dengan bentuk syak (keraguraguan) hal ini dimaksudkan sebagai kumpulan akan sesuatu yang harus dijadikan pilihan oleh manusia. Kemudian Allah meniadakan tentang satu kondisi yang pada masing-masing masa dengan cara isti'arah lafziyah, dengan menggunakan perkataan ar-raibu, hal ini dimaksudkan pergerakan masa dari satu masa ke masa berikutnya dan menggantikannya dengan cara isti'arah tab'iyyah.<sup>3</sup>

# (رئِشاً) Riisyan

Firman-Nya, يَائِيْ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي يَائِيْ عَادَمُ قَدَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيكُ Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 26)

#### Keterangan

Ar-Riisyu: pakaian harian maupun hiasan. <sup>4</sup> dan terkadang dipergunakan secara khusus dengan sayap burung ketika terbangnya, dan keberadannya sebagaimana halnya pakaian (yang berfungsi sebagai pelindung), maka bagi manusia (kata riisyun) dipinjam untuk arti pakaian. <sup>5</sup>

a.1 Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki no. 80 hlm. 29; dari Al-Hasan dikatakan bahwa raana 'ala qafbihi ialah dosa bertumpuk dosa hingga hati menjadi hitam. Dikatakan raana 'alahidz-dzanbi wa ghaana 'alahi rainan tihat, Al-Kaysyaaf, juz 4 hlm. 232.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ra' film, 383.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an , him. 213.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 132.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 213.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi jilid 4 juz 12 hlm. 53.

<sup>3.</sup> Shafwatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 270.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 124; Ibnu Abbas berkata: Wo riyaasan ialah al-maatu (harta benda). Adapun, ar-nyoasyu dan ar-nisyu adalah sama maknanya, yakni apa yang nampak yang berupa pakaran. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilila 3 hlm. 133.

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 214.



(رئغ) Rii'un

Firman-Nya, اَتَنِنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ اللهُ تَعَبِنُونَ Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 128)

Keterangan

Ar-Rai'u dan Ar-Rii'u ialah tempat yang tinggi. Dikatakan, كَمْ رِنْعَ أَرْضِكَ, berarti berapakah ketinggian tanahmu!<sup>1</sup>]

(زانَ) Raana

Firman-Nya. کُلاَ بَانَ وَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَاتُوا يَكُمِبُونَ. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 14)

Keterangan:

الmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa زان Menutupi hatinya. (ghazha 'alaihi). Az-Zujaj mengatakan, bahwa *raain*, artinya "karatan". Jadi, hatinya berkarat seperti langit yang tertutup oleh mendung tipis. Abu 'Ubaidah mengatakan, bahwa hatinya dipenuhi dengan noda dan dosa. Al-Farra' mengatakan, bahwa mereka banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, sehingga hatinya dipenuhi oleh noda dan dosa yang di dalam Al-Qur'an disebut *raain*. <sup>11</sup>

Raana (زنن), berarti مُمَدُّ وَغَسُ, seperti, وارنن), yang artinya karat jtu telah menutupi (ketajaman) pedang. Dan asalnya زَانَتِ الْخَبْرُ عَلَى الْمُقْلِ, dikatakan; تَانَتِ الْخَبْرُ عَلَى الْمُقْلِ "khamr itu telah mengalahkan (peran) akal orang yang meminumnya". Penyair mengatakan:

وَكُمْ زَانَ مِنْ ذَنْبٍ عَلَى قَلْبٍ فَاجِرِ Berapa banyak kekalahan dari sebuah" dosa atas hati orang yang berdosa".²)



<sup>1.</sup> ibid, pild 10 juz 30 hlm. 77; bal roona: tsabtul-khothaayo (tetap dalam kesalahan). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 223. 2. Shawaatut-Tafaasir, jilid 3 hlm. 531.



<sup>1.</sup> Tafsır Al-Moraghi, jilid 7 juz 19 him. 85; lihat juga, Mu'jom Mufradat Alfoozhii Qur'an, him. 214; برنطة ji jamaknya برنطة dan أنزيغ bentuk tunggalnya adalah برنطة. Lihat, Shohih Al-Bukhori, jilid 3 him. 175.





### (اَلْزَنَدُ) Az-Zabadu

Firman Allah Swt., الْهَاحُتُمَانَ الْمُثَيِّلُ وَبَدُا وَابِيًّا ... Maka arus itu membawa buih yang mengambang.... (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 17)

Keterangan

Az-Zabadu ialah sesuatu yang mengapung di atas permukaan air ketika bertambah, dan apa yang mengapung di atas permukaan periuk ketika air mendidih (buih). 11 Menurut Ar-Razi Az-Zabadu mencakup (buih dari air, unta, perak dan sebagainya).2)

# (الْزُنْزُ) Az-Zuburu

-dengan keterang :بالْبَيْنَاتِ وَالزُّيْرِ , dengan keterang an-keterangan dan kitab-kitab. (Q.S. An-Nahl [16]: 44).

Dan segala :وَكُلُّ مِّنَىٰءٍ فَعَلُوهُ فِي الرِّبْرِ Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat *tercatat* dalam buku-buku catatan. (Q.S. Al-Qamar [54]: 52)

Keterangan

Dikatakan, زَنَرْتُ الْكِتَابَ, yakni saya menjilid satu kitab tebal (katabtuhu kitaaban 'azhiima). Dan setiap kitab yang tebal jilidannya dikatakan zabuur, dan kata Az-Zabur secara khusus ditujukan terhadap sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud a.s.3)

Adapun Zubar, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, ءَانُونِي زُبْرَ الْحَدِيدِ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 96) adalah kata bentuk jamak dari zubrah رُنْرَةً), yakni "potongan besi yang besar". ا(زُنرةً)

# (زَنَنيَّةُ) Zabaniyyah

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Zabaniyyah, adalah lafaz dalam bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya زننية. Yakni, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. 11

# (الْزُجَازَةُ) Az-Zujajah

Firman-Nya, الْيُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ: Pelita itu di dalam kaca. (Q.S. An-Nuur [24]: 35) Misykatun.

Keterangan

Az-Zujaajah ialah lampu gantung yang terbuat dari kaca.21

# (اِزْدَجَرَ) Izdajara (زَجَرَ) Zajara

Sesungguhnya : فَإِنَّمَا مِن زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. (Q.S. An-Naazi'aat [79]; 13)

Keterangan

Az-Zaajirah ialah jeritan atau hardikan. Yang dimaksud adalah tiupan kedua, yaitu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati.<sup>3]</sup> Sedangkan *Wazdujir*, berarti yang diberi ancaman. seperti Firman-Nya, وَقَالُوا مَجُنُونٌ وَازُدْجِرَ Dan dia seorang gila dan sudah pernah diberi ancaman. (Q.S. Al-Qamar [54]: 9)

# (زُجِئ) Zajay

Tidakkah : أَلَمْ تُرَأَنُ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا , Firman-Nya kamu melihat bahwa Allah mengarak awan. (Q.5. An-Nuur [24]; 43)

Keterangan

رَجَى الشَّيْنَ تَرْجِيَةً Ar-Razi mengatakan bahwa yakni menggiring secara halus (dafa'ahu birifqin).<sup>4</sup> Ar-Raghib menjelaskan *At-Tazjiyah* adalah menolak sesuatu untuk menggiring seperti menggiring rombongan unta dan awan yang digerakkan oleh angin, 51

Adapun firman-Nya, رَبُّكُمُ النَّذِي يُزْمِي لَكُمُ الْفَلْكَ فِي (Q.S. Al-Israa' [17]: 66) Maka, Yuzjii yang الْبَعْر

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Illid 5 juz 13 hlm. 87.

<sup>2.</sup> Muhtaorush-Shihhaah, hlm. 267 maddah; ...;

<sup>3.</sup> Ar-Raghib Al-Asfahani, Mu'jom Mufradot Alfauzhil Qur'an, hlm.

<sup>4.</sup> Tafsir al-Maraghi, jilld 6 juz 16 hlm. 12; lihat juga Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 215.

<sup>1.</sup> Ibid. jilid 10 juz 30 hlm. 201.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm.106

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 22.

<sup>4.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 269 maddah 🚎

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 216.

terdapat dalam ayat tersebut adalah menggiring dari waktu ke waktu. Sedang yang dimaksud adalah bahwa Allah memperlayarkan bahtera. <sup>1</sup>1

# (مُجْحِجَحُ Auzhijahu (زُحْجَحَ) Zahjaha (زُحْجَحَ

Firman-Nya; يُومَا هُوَ بِمُرَخْرِجِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ لِعَمْرَ, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 96)

#### Keterangan

Ar-Razi mengatakan, اِفَجَعَهُ عَنْ كَذَا Dan, faman baa'adahu (menjauhkannya). Dan, faman zuhjiha 'anin naar, Yakni bergeser dari tempat menetapnya (neraka). Arti selengkapnya: Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekalikati tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 96)

### (زَحْفًا) Zuhfan

Firman-Nya, إِذَا لَقِيتُمُ النَّذِينَ كَفَرُوا زَخْفًا قَلاَ تُولُوهُمْ Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). (Q.S. Al-Anfal [8]: 15)

#### Keterangan

Az-Zaḥaf; dari kata Zaḥafa, "Berjalan di atas perut (merayap) seperti ular. Atau merangkak di atas pantat atau di atas dua lutut seperti anak kecil. Atau berjalan dengan gerak yang berat dan langkah yang pendek-pendek secara bersambung, seperti rangkakan belalang kecil dan barisan tentara menuju musuh. Maksudnya, karena terlalu banyaknya dan padatnya, sehingga tampak seperti merayap. Karena seluruh barisan itu nampak bagaikan satu tubuh yang bergabung menjadi satu. Maka terlihatlah gerak mereka yang lambat sekalipun sebenarnya cepat. <sup>41</sup> Asal Az-Zaḥfu adalah bangkit serta jalannya kaki

Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 73.

seperti bangunnya anak kecil sebelum dapat berjalan (merangkak). <sup>11</sup>

# (زُخُرُف) Zukhruf

Firman-Nya, زُغْرَفُ الْغَوْلِ: Perkataan yang indah-indah. Sebagaimana firman-Nya, Kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setansetan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). (Q.S. Al-An'am [6]: 112)

#### Keterangan

Az-Zukhruuf adalah perhiasan seperti bunga-bunga di taman emas bagi wanita dan apa saja yang menarik perhatian pendengar, sehingga menyimpang dari fakta-fakta kepada khayal.<sup>2</sup>

Adapun Az-Zukhruuf yang tertera di dalam firman-Nya, أَوْ يَكُونُ لِكَ بَيْتُ مِنْ رُخْرَفِ أَوْ تَرْقَ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْلِينَ كِتَابًا نَفْرَوُهُ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُوْلِينَا كِتَابًا نَفْرَوُهُ أَوْ السَّمَاءِ وَلَنْ نُولُوا عَلَيْنَا كِتَابًا نَفْرَوُهُ (Q.S. Al-Israa' [17]: 93); di sini yang dimaksudkan adalah emas. <sup>31</sup> Sedang arti asalnya adalah perhiasan, dan perhiasan yang terindah ialah perhiasan yang terbuat dari emas. <sup>41</sup>

Sedangkan firman-Nya, جَعَلْنَا بِكُنِ نِيْزِ عَنْوًا شَيَامِينِيْ (Q.S. Al-An'aam [6]: 112) maka, Zukhruufal-qaul adalah segala sesuatu yang dihiasi dan dipalsukannya. Sedang yang batil adalah Zukhruf.<sup>5]</sup>

# (الزُرَبِيُّ) Az-Zarabiyyu

التُرَدِيْ dalah lafaz dalam bentuk jamak, dan bentuk mufrad-nya adalah رَدَيْنِ artinya "permadani". Menurut asal katanya ia adalah 'sejenis tumbuhtumbuhan yang berdaun merah kekuning-kuningan dan bercampur dengan warna hijau'. Permadani tersebut dikenal dengan nama مَرْدَانِيْ sebab warnanya mirip dengan daun tersebut. ﴿ (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 16)

<sup>2.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 269 maddah رح ع

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 216.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm 178.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 216

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 3 Juz 8 hlm. 3.

<sup>3.</sup> Menurut Imam Al-Bukhari bahwa makna *Az-Zukhruf* ialah *adz-dzohab* (emas) (Q.S. Az-Zukhruf (43): 35). Lihat, *Shahih Al-Bukhori*, µlid 3 him. 191.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 93.

<sup>5</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 132.

Tofsir Al-Maraghi, jilld 10 juz. 30 hlm. 133; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 216; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 247.



# (الزَرْغُ) Az-Zar'u

Firman-Nya, كَرْرَعِ أَخْرَجُ شَطْأَهُ فَازَرْهُ فَاسْتَغْفَالطَ فَاسْتَوْى Pirman-Nya, عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الرُّزَاعُ لِيَغِيظَ هِمْ الْكُفَّارَ seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanampenanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir.... (Q.S. Al-Fath [48]: 29)

Keterangan:

Kata Az-Zar'u dan Az-Zurraa'u dalam ayat tersebut merupakan tamsil yang membicarakan sifat-sifat kepribadian Muhammad saw. dan para sahabatnya. Sebagaimana firmannya,

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada mukamuka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanampenanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orangorang mukmin). Allah menjanjikan kepada orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. Al-Fath [48]: 29). Baca Satha-ahu.

Az-Zarraa' adalah tanaman yang tumbuh karena ditanam manusia, mencakup segala tetumbuhan yang ditanam, khususnya yang menjadi makanan pokok. Seperti gandum dan kedelai.<sup>11</sup> (Q.S. Al-An'aam [6]: 143)

# (زُرْقًا) Zurqan

Firman-Nya, نونغشر اللَّجْرِمِينَ يَوْمَبُدِ زَرَقًا dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang berdosa dengan muka yang biru muram. (Q.S. Thaaha [20]: 102)

#### 1. *tbid*, jilid 3 juz 8 hlm. 51.

#### Keterangan

Zurqa, maksudnya berbadan biru dan bermuka hitam, karena mereka mengalami berbagai kesusahan dan menyaksikan berbagai kedahsyatan. <sup>11</sup> Az-Zarqah adalah bagian dari beberapa warna antara putih dan hitam. Dikatakan زَوْفَتُ عَيْنُهُ زُرُقَهُ وَزَوْفَانَ (matanya biru). <sup>21</sup>

### (الزَّاجِرَات) Az-Zaajiraat

Firman-Nya, فالرَّاجِرَاتِ نَجْرًا (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 2) maksudnya malaikat yang menggiring awan. Dan, maa fiihi muzdajir ialah menjauhkan dan melarangnya dari berbuat maksiat. <sup>3</sup> Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa Qatadah berkata: Az-Zaajiraat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah setiap keburukan yang dilarang dan dicegah. <sup>4</sup>

# (زُرْرَةُ) Zazratan

Zazratan: Teriakan. Dan زَرْرَةُ وَاحِداً; Satu teriakan saja (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 19)

Keterangan

Az-Zazru pada asalnya adalah menolak dengan sekuat tenaga. Dan yang dimaksud di sini adalah kuatnya (melengking) suara. <sup>5</sup>1

### (زَعَمَ) Za'ama

Firman-Nya, س غولان جَاءَ بِهِ جِمْلا نِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ dan siapakah yang dapat mengembalikan (piala raja) akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. (Q.S. Yusuf [12]: 72)

Keterangan

Za'iim adalah orang yang menjamin, akan memberikannya sebagai imbalan bagi orang yang mendatangkannya kepadaku. الزغة (huruf za memakai fathah) adalah kata-kata yang diragukan kebenarannya. Dan kadang-kadang digunakan pula untuk arti dusta, sehingga Ibnu Abbas pernah mengatakan: setiap pembicaraan

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 19.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 148.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 217.

<sup>3.</sup> *Ibid*, hlm. 216; Dikatakan, عن من كله yakni *mana'ahu* (merintangi, mencegah). Dan *ol-muzjarah* ialah sesuatu yang dapat menghalau (sya*i-ulladzii yazjuru*). Lihat, *Komus Al-Munowwir*, hlm. 652.

<sup>4.</sup> Asy-Syaukani, Fothul Qadiir, jilid 4 hlm. 386.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 4 hlm. 386.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dalam kitab Allah yang memuat kata-kata za'ama, maka artinya adalah berdusta. 1]

Firman-Nya, الله بَعْرُولاً بِطَعْمُهُمْ الله Dan mereka mengatakan: "Ini adalah binatang ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki" menurut anggapan mereka. ... (Q.S. Al-An'am [6]: 138)

Adapun firman-Nya, عَسَلَهُمْ بِثَلِكَ رَعِيمٌ Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?" (Q.S. Al-Qalam [68]: 40)

Maka, Az-Za'iim maknanya ialah Al-Kafiil (yang bertanggung jawab); kedua, ialah Ar-Rasul (seorang utusan) dan kemungkinan adalah makna yang kedua karena ia adalah yang memegang kendali sempurnanya suatu perkara karena kepemimpinannya. <sup>21</sup> Di dalam kitab Ma'aanil Qur'an, dijelaskan Za'iim maksudnya Kafiil (yang menanggung). Dan dikatakan padanya Al-Hamiil, Al-Qabiil, Ash-Shabiir. Sedang Az-Za'iim di dalam kalam Arab adalah orang yang menjamin dan yang menanggung urusan mereka. <sup>31</sup>

# (زَفِيرٌ) Zafiirun

Firman-Nya, وَغَنِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ Maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih). (Q.S. Huud [11]: 106)

Firman-Nya, إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. (Q.S. Al-Furqan [25]: 12)

Firman-Nya, نَيْمُ فِهَا لَأَيْسُمُوهُمْ فِهَا لَأَيْسَمُعُونَ Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 100)

#### Keterangan

Az-Zafiir adalah bunyi nafas orang berduka yang keluar dari pangkal tenggorokan.\* AzZafiir merupakan nafas panjang dan berat, sampai terdengar suaranya akibat kesedihan dan kesusahan.<sup>1]</sup>

# (يَرْفُونَ) Yaziffun (زَفَّ) Zaffa

Firman-Nya, نَفُفَيْلُوا أَبِلَيْهِ يَرَفُّونَ Kemudian kaumnya datang dengan bergegas. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 94)

#### Keterangan

Yaziffun: Mereka cepat-cepat. Yakni dari kata زَفُ النَّعَامُ, yang artinya burung unta itu berjalan cepat.<sup>2]</sup> Kemudian dipinjam untuk arti sesuatu yang menghendaki dengan segera, bukan lantaran perjalanan tersebut telah sampai di tempatnya, namun untuk menyambut kegembiraan dengan segera.<sup>3)</sup>

# (زَهُوْمٌ) Zaqquum

Zaqquum: Pohon zaqqum. Sebagaimana firman-Nya, لاکِلُونَ مِنْ شَجَرِ مِنْ زَفُومِ benar-benar akan memakan pohon zaqqum, (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 52)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Az-Zaquum adalah ungkapan tentang makanan yang tidak disukai yang ada di dalam neraka di antaranya dipinjam dalam kalimat: رَقَمَ فَلانٌ وَتَرَقَمَ, apabila ia menelan sesuatu yang tak disukai.<sup>4</sup>

# (زکی) Zakkaay

Firman-Nya, غَلَا تُرْكُوا الْنَفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ النَّقِي Amaka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang bertakwa. (Q.S. An-Najm [53]: 32)

#### Keterangan

Az-Zakaat; secara bahasa berarti menyucikan. Sebab di dalam zakat terkandung tujuan membersihkan harta benda dari kotoran yang melekat, sekaligus membersihkan jiwa pelakunya dari sifat tamak dan kikir.<sup>5</sup>

<sup>1.</sup> *Ibid.*, julid 5 juz 15 hłm. 62; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-Israa' [17]: 56.

<sup>2.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun Tafsir al-Maawardi', juz 6 hlm, 70.

<sup>3.</sup> Al-Farra', Ma'aonil Qur'on, juz 3 hlm. 177.

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 72.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 juz 12 hlm. 86; sedang, Zafiir wa syahiiq: syadiidun wa shautun dha'iif (menjerit dan meratap). Lihat, Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 146; Lihat, sural Huud [11]: 106.

<sup>2</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., Jilid 8 juz 23 hlm. 69; Yazıffun. an-noskoanu fil-masyıy (cepat dalam berjalan). Lihat, Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 185.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Mu'jom Mufradat Alfoozhil Qur'an, him. 217.

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 218.

<sup>5.</sup> *Tofsir Al-Maraghi*, jilid 1 juz 1 hlm 99; penyelasan tersebut diambil dari surat Al-Baqarah [2]: 43; sedang firman-Nya *oliadziy yu'ti maalahu* =



Adapun 🔐 🖒: Yang lebih membersihkan hati dan agama yang kalian anut. Kata ini terambil dari lafaz az-zakaatu, yakni membersihkan jiwa. Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi: Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia lebih mengetahui tentang (keadaan)mu ketika Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. (Q.S. An-Najm [53]: 31-32)

Kata zakat sendiri yang terdapat di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, dan dengan bentuk tasrif-nya (perubahan bentuknya) mempunyai beberapa makna, antara lain:

- 2) Zakiyyan, sebagaimana firman-Nya,قَالَ بِأَنْمَا أَنَّا (Q.S. Maryam [19]: 19) adalah suci dari kotoran dan najis.<sup>2)</sup>
- Firman-Nya, وَمَا يُنْرِيكُ نَطْلُهُ يَرُكُ (Q.S. 'Abasa [80]:
   maka, Yazzakkaa dalam ayat tersebut berarti membersihkan diri dengan ajaranajaran syariat.<sup>3)</sup>
- 4) Firman-Nya, خُذْ مِنْ ٱمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطْرَرُهُمْ وَتُرْكَهِمْ بِهَا (Q.S. At-Taubah [9]: 103) maka, At-Tazkiyah, berasal dari kata Rajulun Zakiy, artinya orang yang kebaikannya dan keutamaannya lebih.41

#### Zalla (ざ)

Firman-Nya, نَأَوُّلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْها: Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 36).

#### Keterangan

Asal Az-Zallu ialah melepaskan kaki tanpa disengaja. Dikatakan, زَئْتُ رِجْنُ نَرِثُ (kaki yang tergelincir), sedang Az-Zullah adalah tempat yang licin (Az-Zaaliq). <sup>1</sup>1

Firman-Nya, وَلاَ تَنْخِنُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ فَتَرِكْ قَدَمٌ بِعَدَ, اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (Q.S. An-Nahl [16]: 94) Maka, Zallatul-qadami ba'da tsubuutihaa tergelincirnya kaki sesudah tetap, adalah perumpamaan yang dikatakan kepada orang yang jatuh ke dalam cobaan setelah mendapat nikmat, dan ke dalam bala' setelah mendapat kesehatan.<sup>2</sup>]

# (زُلْزَالاً) Zilzaalan

Sebagaimana firman-Nya, اوَرُالُوا الْمِرَالَا شَدِيدًا Digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat dasyat. Arti selengkapnya, berbunyi: (yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan (mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 10-11)

#### Keterangan

menjelaskan bahwa Az-Zamakhsyari zalzaalaha, dengan dibaca kasrah zay dan difathahkan. maka dikasrahkan merupakan difathahkan merupakan isim. masdar. dan Az-Zalzalah adalah Selanjunya, bahwa kedahsyatan yang tidak ada lagi kedahsyatan sesudahnya.<sup>3</sup>

# (زُلْفَي) Zulfa

Firman-Nya, وَأَرُّمُنَا ثُمُ الْعَنْرِينُ dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 64)

<sup>3.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 276.



yatazzaay (Q.S. al-Lall; 92: 18) maka, yatazokkay berasal dari oz-zakaatu (suci, bersih) Yakri mencari apa yang di sisi Allah agar dapat membersihkan dan tidak mengharapkan sanjungan orang (riya'), sum'ah atau berpurapura bersih. Lihat, Al-Kasysyaaf, juz 4 him. 262.

<sup>1.</sup> Ibid, Jilid 6 juz 16 hlm. 6.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 40.

<sup>3.</sup> *Ibid.*, jilid 10 juz 30 hlm. 38; menurut Az-Zarqani, *az-zakoch* menurut bahsa adalah *az-ziyaadah* (tambahan), dan menurut *syara*' ialah ungkapan tentang wajibnya (berzakat) terhadap bagian dari harta tertentu yang dimilikinya. Lihat, *Kitab At-To'tiifaat*, bab *zo*y hlm. 114.

<sup>4.</sup> ibid, jılıd 4 juz 11 hlm. 15.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 218-219.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 5 juz 14 hlm. 136.

# +6

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Uzlifat maksudnya, didekatkan kepada calon penghuninya sehingga terasa dekat sekali. <sup>11</sup> Az-Zulfah adalah Al-Manzilah wal-khathwah (pangkat dan kedudukan). <sup>21</sup>

# (زَلُقَ) Zalaqa

Firman-Nya, نَوْانَ يَكَاذُ النَّذِينَ كَفُرُوا لَيُرْلَقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمَ dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka.... (Q.S. Al-Qalam [68]: 51)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Yuzliqunoka: Mereka menggelincirkan telapak kakimu. Mereka mengatakan, ia memandangnya dengan pandangan yang nyaris menjatuhkanku dan menelanku. Seandainya ia dapat dengan pandangan itu untuk menjatuhkan atau menelanku, tentulah ia akan melakukannya. Penyair mengatakan:

يِتَفَارَضُونَ إِذًا الْتَفَوَا فِيُ مَوْطِنِ نَظُراً يَزِلُ مَوَاطِنُ ٱلاَقَدِم

"Mereka saling beradu syair bila bertemu di tempat munazarah, ia menjadi suatu tempat yang banyak kaki tergelincir di dalamnya".<sup>31</sup>

Menurut Al-Ahfasy. Y*uzluquuna-ka* adalah *yaftuuna-ka*, artinya memfitnahmu (Muhammad).<sup>4</sup>

Firman-Nya, وَبُرَسِلَ عَلَيْهَا خَسْبَانَا مِنَ الشَمَاءِ فَتُمْسِعِ dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir) dari langit kepada kebun-kebun hingga (kebun itu menjadi tanah yang licin. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 41)

Maka, Zalaqan ialah menjadi licin sehingga menggelincirkan kaki. Dan yang dimaksud ialah, bahwa kebun itu menjadi tanah yang licin, tak bisa diinjak dengan mantap. <sup>51</sup>

# (اَلزُّمَرُ) Az-Zumar

Firman-Nya, نوسيق الْدَين كَفَرُوا إلَى جَهَنْمَ رَمْرًا Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. (Q.S. Az-Zumar [39]: 71)

#### Keterangan

Az-Zumar ialah kelompok-kelompok yang terpisah-pisah sebagian di belakang dan sebagian yang lainnya. 1 Zumaran adalah kata bentuk jamak dari Zumratun, yakni kelompok vang sedikit di antaranya dikatakan, هُمَاةٌ زَمَرةُ berarti lelaki زخل زمر berarti lelaki yang sedikit/kurang sifat keperwiraannya.23 selengkapnya. berbunyi: Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombongrombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasulrasul di antaramu yang membacakan kepadamu Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. (Q.S. Az-Zumar [39]: 71)

Demikian kata Zumaraa untuk kelompok penghuni neraka. Sedang Zumaraa untuk kelompok penghuni surga, dinyatakan di dalam firman-Nya, Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintupintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". (Q.S. Az-Zumar [39]: 73)

# (زُمْهُرِبْراً) Zamhariira

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa zamhariira, artinya kedinginan. Berkata Al-A'sya: مُذْنَهُ طَافَلَةٌ گَالشَهُمَا

# لَمْ تَرَشَّمُساً وَلاَ زَمْهَرِيْراً

"Puting susunya membuat sang bayi terlena penuh nikmat, karena susu tidak pernah menjadi kepanasan atau kedinginan".<sup>31</sup>

Tofsir Al-Maraghi, plid 10 juz 30 hlm. 93; penjelasan di atas diambil dari surat At-Takwiir [81]; 13.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., him. 219.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 10 juz 29 him.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 18 hlm 166

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 (uz 15 hlm. 147.

<sup>1.</sup> tbid, plid 8 juz 24 hltn. 35.

Ar-Raghib, Mu'jom Mufrodat Alfoozhil Qur'on, hlm. 219; lihat juga, Kamus Ai-Munawwir, hlm. 582.

<sup>3</sup> Tufsir Al-Maraghi, plid 10 juz 29 hlm. 159.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Svarah Alfaazhul Qur'an



Zamhariira adalah gambaran kenikmatan surga berupa tidak kedinginan para penghuni di dalamnya dan juga tidak kepanasan, مُتُكِئِنَ فَيِهَا عَلَى 'di dalamnya (surga) :الْأَوَانِكَ لَا يَرُوَنَ فَيَهَا شَيْمَشَا وَلاَ زَمْهُورِيرُ mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. (Q.S. Al-Insan [76]: 13)

## (زَنْجَبيْلُ) Zanjabil

رُونسَقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجِهَا زَتْجَبِيلًا Firman-Nya, Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. (Q.S. Al-Insan [76]: 17).

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Zanjabiil, adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat di wilayah Oman. Ia adalah jenis akar-akaran yang menyusup ke dalam tanah, dan bukan sebuah pohon. Di antara Zanzabiil (jahe) itu ada yang berasal dari Afrika dan Cina. Dan itulah zanzabil yang paling baik, demikianlah yang dikatakan oleh Hudzaifah Ad-Dinawari. Orang Arab sendiri sangat menyukai minuman ini karena menimbulkan rasa pedas di lidah. Al-A'sya berkata:

كأن القرنفل والرنجبيل

بَاتَ بِفِيْمِهَا وَأَرْثَا مَشُوْرِأَ

"Seakan cengkeh dan jahe yang ada di mulutnya, keduanya bagaikan madu yang tersimpan". 13

### (زَنبُمٌ) Zaniim

Firman-Nya, غَثُنَ بَحَدُ دَلِكَ رَبِيم : yang ƙaku, kasar, selain dari itu, yang terkenal jahatnya. (Q.S. Al-Qalam [68]: 13)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ialah yang dikenal jahat dan hina (alladzi) الزنية yu'rafu bisy-syarr wa al-la'uumi). Sebagaimana dikenalnya seekor domba dengan زنمة (yakni, robekan) telinganya, maksudnya bahwa telinga adalah bagian yang lunak, dan robekan telinga domba tersebut kelihatan seperti menganga.<sup>21</sup>

Menurut riwayat Ibnu 'Abbas, bahwa ia adalah orang yang melewati suatu kaum, sedang kaum tersebut mengatakan bahwa ia adalah orang jahat. 11 Muhammad bin Ishaq mengatakan ayat tersebut turun berkenaan terhadap diri Akhnas bin Syariq, karena ia bersumpah yang ditujukan kepada bani Zuhrah. Oleh karena itu ia dinamakan Zaniiman. Ibnu 'Abbas mengatakan. Tentang ayat ini disifati sesuatu yang belum diketahui sehingga sampai terjadi pembunuhan lalu seseorang yang disifati tersebut dapat dikenali. Dan hal ini dikarenakan ciri kejahatan dari sesuatu yang melilit di lehernya yang dengannya ciri kejahatan seseorang diketahui. 11

## (الزَّامدين) Az-Zaahidiin

وَشَرَوْهُ بِثُمِنَ بِخِسِ ذِرَاهِمَ مَعْدُوذَةً وَكَانُوا ، Firman-Nya فيه من الزاهدين: dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (Q.S. Yusuf [12]: 20)

Keterangan

Az-Zaahid adalah Asy-Syai-ul-galiil (sesuatu yang sedikit) dan Az-Zaahidu fisy-syai' berarti Ar-Raaghibu 'Anhu (orang yang membencinya).31

# (زَهْرَةٌ) Zahratun

Firman-Nya, زَهْرَةُ الْحِيَاةِ, bunga kehidupan. Sebagaimana firman-Nya, Dan

3. Ar-Raghib, Op. Cit., blin. 220; menurut Az Zargani, oz-zuhdu secara bahasa, adalah tidak condong kepada sesuatu (tarkul-mail ilasy-syar), dan menurut istilah ahlul-Haqliqah adalah menibenci dunia dan berpaling darinya (Bughdud-Dunyo wal-I'roadhu 'anha). Ada pula yang mengatakan, tidak lengah terhadap dunia dan serius mencari akhirat. Lihat, Kitab Al-

Tairifeat, bab zay him. 115.



<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 10 juz. 29 hlm. 167; lihat juga Ibnu Manzhur Lisanul "Araab, jilid 11 hlm. 312-313 maddah  $g \circ \chi \circ g$ 

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm 30.

<sup>1. /</sup>b/d, jilid 10 juz 29 hlm. 32

عَلَى بعد ذلك , Tofsir Al-Qurtub:, jiiid 9 juz 18 hlm. 154, Firman-Nya (Q S. Ai-Qalam [68]: 13] maka, kata zonum ditujukan kepada kalangan Quraisy, yakni Al-Walid bin Al-Mughirah, di mana ayahnya memanggilnya lebih dari dua belas tahun. Ibnu 'Abbas mengatakan. Kami tidak mengetahui bahwasanya Ailah telah mensifati salah seorang dengan berbagai aib. Maka sebutan tersebut melekat sebagai suatu cacat secara terus-menerus Hootsiyotush-Shoowiy 'aloo Tafsir Jalalam, juz 6 hlm. 224. Imam Al-Mawardi menyebutkan beberapa makna kata zoniim, antara lain; al-faohisy (orang yang berbuat kemungkaran), dan tafsiran bersumber dari Nabi saw.; kedua, bahwa 'utulin adalah cirang yang telah mengakar kekufurannya, demikian kata 'lkrimah; ketiga, adalah al-wafurul jismi (yang bagus postur tubuhnya), demikian kata al-Hasan dan Abu Razin; keemput, orang yang melakukan penentangan, permusuhan dengan keras dengan cara yang batil, demikian kata al-Kalbı; *kelimq*ı, adalah orang yang suka menjadikan tawanan, demikian kata Mujahid; keenam, adalah orang yang dengki, demikian kata Ibnu Abbas; ketujuh, adalah orang yang berlaku kasar kepada orang lain, yakni yang kerap menyeret orang ke penjara dan menyiksanya, yang terambil dari ol-'ottu yakni ol-jorr (berbuat sesuka hatinya, sewengan-wenang). Dan di antaranya firman Allah Swt , خَتُوهُ مَعْلُوهُ , peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya" (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 30). Lihat, an-Nukatu wal Uyuun Tafsir 4f-Maawardi, juz 6 hlm 64.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongangolongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami jadikan cobaan kepada mereka dengannya. Dan karunia tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. (Q.S. Thaaha [20]: 131)

#### Keterangan

Az-Zahrah artinya bunga, namun yang dimaksudkan dengan zahrah dalam ayat tersebut adalah majaz, yakni dunia dan segala isinya baik dari segi kejahatan dan kebaikan yang ada di dalamnya, semuanya berfungsi sebagai bunga kehidupan. Yang menunjukkan keindahan dunia, dan keseimbangannya.

## (زَامِقٌ) Zahuuqa (زَمُوْقاً) Zahuuqa

Firman-Nya, بَالْخَقَ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمُهُ Sebenarnya kami melontarkan غَلِدًا مُو رَامِقٌ : Sebenarnya kami melontarkan yang haq kepada yang batil lalu yang haq itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu tenyap. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 18)

#### Keterangan

Zaahig: lenyap dan pergi (Zaahil wa (kesedihan زَمِتَت نَفْتُهُ Dikatakan, زُمِتَت نَفْتُهُ terhadap sesuatu itu telah lenyap dari dirinya). 21 Danungkapan "Kebatilan itu pasti lenyap", karena fitrah manusia memang menghendaki kebenaran, ketauhidan. Sebagaimana Fir'aun yang begitu tinggi tingkat kemusyrikannya, dengan mengaku ana rabbukumul a'la, "Sayalah tuhanmu yang paling tinggi", namun pada saat tenggelam di Laut Merah, ia mulai beriman kepada Tuhan Musa dan Harun (Aamantu birabbikum musa wa haarun). Dan dapat pula dalam pengertian berbondongbondongnya orang masuk Islam. Sebagaimana bunyi ayat: fii jiidinillaahi afwaaja, "kamu lihat manusia pada berbondong-bondong masuk agama Allah" (al-aayah). Artinya, keimanan (tauhid) sebagai sesuatu yang fitri pada diri manusia tidak dapat ditutupi oleh kepalsuan model apapun juga. Sebagaimana ayat tersebut di atas, penegasan tentang lenyapnya kebatilan juga ditegaskan oleh firman-Nya, الْمُوفَّدُ يُفُوفُهُ إِنَّ النِيَاطِلُ كَانَ زُهُوفًا إِنْ النِيَاطِلُ كَانَ زُهُوفًا Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. (Q.S. Al-Isra' [17]: 81)

Secara historis kata Zahuuqa, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab sejarah, ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa penghancuran berhala-berhala dan gambargambar para nabi yang menempel di seputar dinding Ka'bah. Misalnya gambar Ibrahim yang sedang memegang Azlam, Al-Qidh (anak panah), gambar malaikat yang dilukiskan dengan wanitawanita cantik.<sup>13</sup>

Kata Zahuuqa mengisyaratkan suatu kemenangan dakwah Nabi Muhammad, keberhasilan mengembalikan kalimat tauhid di hati masyarakat jahiliyah saat itu, dan hanya menyembah Allah semata serta mengikuti nabi-Nya saja.

## (زَوَّجَ) Zawwaja

Firman-Nya, فِهِمَا مِنَ كُلِ فَاكِيَةٍ زَوْجَانِ: Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buahbuahan yang berpasangan. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 52)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Zaujaani adalah dua jenis buah-buahan yang basah maupun yang sudah kering. Sedang yang sudah kering tidak kurang keutamaan dan keenakannya dibanding dengan yang sudah basah.<sup>2</sup>]

Di antara makna-makna yang dikandung oleh kata *zawwaj* di beberapa tempat, antara lain:

- 1) وَفَعَ berarti "mengawinkan". Sebagaimana firman-Nya, وَوَجَنَاكُهَا لِكِنَ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِينِ حَنِجُ ... Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat.... (Q.S. Al-Ahzab [33]: 37)
- 2) كَانَ berarti "menganugerahkan". Misalnya anugerah anak baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman-Nya, اَنْكُرُنَا لَهُ لَا لَكُونَ عَلَى اللهُ لَا لَكُونَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghı, jilid 6 juz 17 hlm. 14.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op Cit. hlm 220

<sup>1</sup> Mohammad Husein Fiaekal, Sejarah Kehidupan Muhammad saw. hlm. 465.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Morughi, jilid 9 joz 27 hlm. 123; menurut imam at-Bukhari, Zoujoian; Iski-laki dan perempuan, dan perbedaan rasa berupa manis dan pahitnya keduanya disebut zaujoan. Lihat, Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 199.

# ~+

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 3) نوْج berarti "memberikan". Sebagaimana firman-Nya, كَذَلِكَ وَزُوْجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِين Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 54)
- 4) Firman-Nya, وَبِنْ كُنُ النَّمْرَاتِ خِعَلَ فِيهَا رَوْجَنِي النَّيْنِ (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 3) Maka, Zaujainitsnaini maksudnya ialah laki-laki dan perempuan. Orang Arab menamakan dua orang yang berpasangan dengan Zaujaini: seorang laki-laki adalah Zauj bagi istrinya, sedang istrinya Zauj dan Zaujah bagi suaminya. <sup>11</sup>
- 5) Zuwwijat yang terdapat dalam surat At-Takwiir ayat 7(وَإِذَا النُّقُوسُ زُوْجَتُ), maksudnya ruhruh disatukan kembali dengan jasad-jasadnya (dihidupkan kembali).<sup>2)</sup>

Adapun firman-Nya, وخلفناغم آزواجا dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan, (Q.S. An-Naba' [78]: 8) Maka, Al-Azwaaj; bentuk tunggalnya adalah Zauj. Kata ini bisa dipakai baik untuk jenis laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan firman-Nya, وإذَاسَرَالتُنيُ الْيَعْضِ أَزُواجِه خييتًا: dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istri-istrinya. (Q.S. At-Tahrim [66]: 3) Maka, Azwaajihi ialah istri-istri Nabi saw.

Menurut Ar-Raghib 台灣山, berarti pasangan jantan dan betina pada binatang-binatang, seperti halnya sepatu dan sandal. Dan bisa juga diterangkan pada sesuatu yang lain yang bila dipadukan akan tampak kebaikannya karena adanya keserupaan ataupun berlawanan. 4

Az-Zauj bisa diartikan lelaki atau wanita. Sebagaimana firman-Nya, وَأَنُونَا جُنّا أَمْنَاكُمْ "…dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka…" (Q.S. Al-Ahzaab [33]: 6). Asal katanya ialah dua bilangan yang menyatu dalam batin, meskipun secara lahiriyah menunjukkan dua bilangan. Lelaki dan perempuan disebut Zauj, untuk menunjukkan bahwa menurut kebutuhan fitrah, hendaknya lelaki dan perempuan itu menyatu. Lelaki sebagai suami, dan perempuan sebagai istri. Kedua pihak saling membutuhkan satu terhadap lainnya, sehingga seolah-olah keduanya telah menyatu. §

Sedangkan Azwaaj adalah jamak dari Zauj, yang berarti "kelompok", "golongan". Misalnya bunyi ayat, وَكُنْتُمْ زَوْدَاهَا ثَلائَةُ golongan. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 7)

Azwaajun Tsalaatsah, antara lain: pertama, Ashabul yamin, golongan kanan. Adalah mereka yang berbahagia dan mendapat keselamatan. (ayat ke-27-40); kedua, Ashabul Masy'amah, golongan kiri. Yakni mereka yang hidup dalam kesengsaraan. Mereka mendapat azab Tuhan. (ayat ke-41-74); dan ketiga, As-Saabiquunas-Saabiquun, mereka yang paling dahulu beriman. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu. (ayat ke-10)

A. Hassan menjelaskan, yang ketiga dari golongan itu (As-Saabiqunas-Saabiquun) ialah mereka yang terdahulu tentang mengerjakan amal baik di dunia; maka mereka itulah yang terlebih dahulu yang masuk surga Tuhan.<sup>1</sup>

## (زَنَادَةٌ) Ziyaadah (زَادٌ)

Firman-Nya. لَلْزِينَ أَخْسَنُوا الْغَسَىٰقُ وَزِيادَةُ . Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya.... (Q.S. Yunus [10]: 26)

Keterangan

Az-Ziyaadah ialah mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk (menyiapkan) apa yang akan menimpa dirinya (membekali diri).<sup>2</sup> Sedang, Ziyaadatan (tambahan) sebagai balasan orang-orang yang berbuat baik (Allazdina Ahsanu) dalam ayat tersebut terdapat dua penafsiran: pertama, Az-Ziyaadah adalah maghfirah (ampunan); dan kedua, Az-Ziyaadah adalah melihat wajah-Nya.<sup>3</sup>

Adapun firman-Nya, اوْتَرُوْدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الرَّابِ النَّفْوِى Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 197) Maka, Az-Zaadu maksudnya ialah amal saleh dan simpanan berupa amal kebajikan. أ Ayat tersebut berada di tengah-tengah persoalan ibadah haji. Maksudnya, dengan mengerjakan ibadah haji itu hendaklah kamu menjadi orang yang mendapat

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 62.

<sup>2</sup> Ibid. iilid 10 ioz 30 hlm. 53

<sup>3.</sup> Ibid. jilid 10 juz 30 hlm 4

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlim. 220

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Moroghi, jilid 1 juz 2 hlm. 190; penjelasan di atas diambil dari surat Al-Baqarah [2]: 235

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Furgan, catatan kaki no 3965 hlm 1061

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op Cit, hlm 221.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 144.

<sup>4</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 99.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



bekal untuk akhirat, yaitu jadi orang-orang yang baik dan berbakti kepada Allah." Sedangkan Zaadut-Taqwa, pada ayat tersebut adalah kemampuan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Seakan akan ayat tersebut hendak menyirnakan bekal-bekal lain selain bekal takwa. Artinya bekal apapun yang dibawa oleh yang mengerjakan ibadah haji selain bekal takwa adalah sia-sia dan mubadzir (berselerakan hawa nafsu). Begitulah pengertian yang dikehendaki oleh tarkib فَانُ خَيْرَ الرَّابِ النَّفْوَى. Karena pengertian khairan pada ayat tersebut bukan "lebih baik", namun "sebenarnya". Artinya, sesungguhnya bekal yang sebenarnya adalah bekal takwa. Baca tagwa.

# (زَارَ) ~ Ziyaaratun (زَارَ)

Firman-Nya, خَمَّىٰ زُرْتُمُ الْمُقَابِز sampai kamu masuk ke dalam kubur. (Q.S. At-Takaatsur [102]: 2)

Keterangan

Dikatakan, الَّذِتُ berarti aku mengunjunginya (talqaituhu), dan وَحِلْنَ وَابِرُوفُومٌ رُوهُ berarti laki-laki/kaum yang berbuat baik. [1] Adapun <u>Hatta Zurtumul Maqaabiir</u>, dalam ayat tersebut, maksudnya ialah hingga kalian menjadi mayat. Jarir mengatakan dalam potongan syairnya:

زَارَ الْقُبُوْرَ أَبُو مَالِكٍ

فَاصَبْحَ أَلاَمَّ زُوَّارُهَا

"Abu Malik berziarah ke kuburan, sekarang ia benar-benar menjadi penghuninya (mati)".<sup>3]</sup>

Firman-Nya, إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوِرْ عَنْ كَيْفِهِمْ;....matahari ketika terbit, condong dari gua mereka... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 17) Maka, *Tazaawara*, dalam ayat tersebut berarti *Tamiilu* (miring, condong).<sup>4</sup>

# (الزُور) Az-Zuur

Firman-Nya, وَاجْنَبُنُوا قَوْلُ الزُّوْدِ, Dan jauhilah perkataan dusta. (Q.S. Al-Hajj [22]: 30)

Keterangan

"kebohongan", الْكَذِبُ وَالْمُرْمَفُ Az-Zuur ialah الْخَوِدُ وَالْمُرْمَفُ الشَّرِيْكُ بِا اللهِ juga berarti الزُّورِ "kepalsuan". Dan "mempersekutukan Allah". Menurut Ar-Raghib Qauluz-zuur pada ayat di atas adalah ucapan yang tidak diperkuat oleh akal. Dan patung (sesembahan) dinamakan juga zuur, sebagaimana disebutkan dalam syair:

جَاءًا بِزَوْرِ بَيْنَهُمْ بِالْلاَّمَمِ

لَكُوْنَ ذَٰلِكَ كَذَبًا وَمَيْلاً عَنِ الْحَقِّ

Di antara mereka itu ada yang datang dengan membawa patung mereka,

sedang kami beserta para pemimpin kami. Karena keberadaan patung itu adalah dusta belaka.

melenceng dari jalur kebenaran.21

### (زُوَلَ) Zawala

Firman-Nya. أَوْلَمُ تَكُولُوا أَفَسَمُتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ Bukankah aku telah bersumpah dahulu (di tunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. (Q.S. Ibrahim [14]: 44)

Keterangan

Min Zawaalin: berpindah dari negeri dunia ke negeri lain untuk menerima pembalasan. أوال وَالأَوْ أَوْلِهُ عَنْ مَكَابِهِ, yakni dalam Kamus disebutkan, "memindahkan". Dan "menyingkirkan", "memindahkan". Dan pergeseran matahari dari tengah-tengah langit disebut Az-Zawaal. Dan Zawaal juga berarti مَوْلُولُ اللهُ وَوَالَا اللهُ وَوَالَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

Uslub di atas merupakan pertanyaan yang muatannya penyesalan karena meremehkan akan adanya hari pembalasan, adanya surga dan neraka. A. Hasan menjelaskan, "Bukanlah kamu telah bersumpah , bahwa tidak akan ada surga dan neraka, dan kamu tidak akan berubah dari keadaan kamu di dunia?" Motif pertanyaan di atas mengindikasikan bahwa semasa di dunia mereka percaya adanya surga dan neraka. Namun lantaran hawa nafsu yang menyibukkan membuat seseorang lalai dan meremehkan keberadaan balasan surga dan neraka.

Indikasi Aqsantum yang tertera pada ayat di atas menunjukkan bahwa telah berulangkali

<sup>1.</sup> A. Hassan, *Tafsir Al-Furgan*, catatan kaki no 214 hlm, 59.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Mu'jom Mufrodat Alfaozhil Qur'an, hlm. 221.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 229.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Crt., hlm. 222.

<sup>1.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. \$93.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 222

<sup>3</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 163.

<sup>4.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 594.

<sup>5.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no 1646 him. 486.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



diingatkan oleh para utusan Allah, namun mereka bersikeras menempuh jalah hidup dan pandangannya sendiri, menutup telinga menjauhi orang-orang yang mengingatkannya. Misalnya dengan mengatakan, Sami'na wa 'Ashaina, "Kami dengan namun kami enggan", atau dengan ungkapan, Ma Alfaina Abaa'ana, "Kami hanya mengikuti agama nenek moyang dahulu". Sisi lain yang dikehendaki ayat tersebut adalah bahwa pilihan hidup dengan membelakangi Allah dan tuntunan nabinya hanyalah menumpuk penyesalan. Begitu juga menyimpang dari kebenaran dengan menuruti kemauan hawa nafsunya (نق) selamanya tidak mendatangkan ketenangan.

وَيِوْمَ نَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمْ نَقُولَ،Sedang firman-Nya لِلْذِينَ اَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرْكَاؤُكُمْ فَرَبِّلنَا بَيْهُمْ وَقَالَ شُرِكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُم (Q.S. Yunus [10]: 28) إِيَّانَا تَعْبُدُونَ

Maka, Zayyalna dalam ayat tersebut maksudnya ialah Kami pisahkan dan bedakan. <sup>1</sup> Yakni, mereka yang menyembah dan yang disembah dibedakan. A. Hassan menjelaskan, bahwa berhala-berhala itu pada asalnya ialah manusia yang baik-baik, sesudah kematian mereka, maka kaum mereka adakan patungpatung dan gambar-gambar mereka, lalu disembah. Di hari pemeriksaan, mereka itu akan berkata: "Kamu tidak pernah sembah kami, kamu sembah patung-patung kami. Oleh sebab itu kami tidak tanggung jawab". <sup>2</sup>

## (زَنْتُوْن) Zaituun

Zaitun. Dikatakan: رَاتَ الطَّعَامُ, artinya "minyak", yakni minyak", yakni jenisnya. Misalnya رَبَتُ الطَّهَاءُ, yakni "minyak", yakni jenisnya. Misalnya رَبَتُ الطَّهَاءُ , yakni "minyak ikan" yang berfungsi sebagai obat. Sedangkan kata الرَبَعُونُ adalah istilah yang berarti minyak yang keluar dari pohon zaitun. (Q.S. 'Abasa [80]: 30) Baca At-Tiin.

# (زَاغَ) Zaagha

-dan peng نَمَا رَاغَ الْيَصَرُ وَمَا طَعَى , dan penglihatan (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. (Q.S. An-Najm [53]: 17)

Keterangan

Maa Zaaghal Bashara dalam ayat tersebut maksudnya ialah mata tidak berpaling dari melihat keajaiban-keajaibannya dan tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri. <sup>11</sup> Dikatakan: وَغَ الْبَصِرُ , "jelas". <sup>23</sup> Terhadap ayat tersebut, A. Hassan menjelaskan bahwa penglihatan mata nabi Muhammad akan sidratul muntaha tidak berpaling dari batas yang diizinkan dan tidak melewati batas. Jadi penglihatan Nabi Muhammad ketika itu adalah dengan mata kepala. <sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, مَا تَشَيْعُونَ Maka adapun orang نَانَا اللّهِ مِنْهُ الْبَعْنَاءُ الْفِيْنَةُ وَالْبَعْنَاءُ تَأْوِلِهِ Maka adapun orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari padanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 7)

Maka, الزيز ialah menyeleweng atau menyimpang dari garis yang lurus menuju ke arah salah satu sisi dari kedua belah. Sedang makna yang dimaksud di sini adalah penyimpangan mereka dari kebenaran dengan menuruti kemauan hawa nafsunya. Dan pada ayat tersebut pribadi Zaighun adalah mereka yang kerap mencari takwil ayat-ayat mutasyabihat, dengan tujuan membuat keragu-raguan (fitnah) di benak umat Islam.

# (زَبِّنَ) Zayyana

Firman-Nya, وَلاَ يَتَدِينَ رِيْتَهُنَّ إِلاَ مَا ظَيْرَ بِيَّهُا dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, (Q.S. An-Nuur [24]: 31)

Keterangan

Ziinatuhunna (نِنتَيْنَ): Sesuatu yang biasa menghiasi perempuan baik berupa pakaian dan perhiasan atau selain itu sebagaimana umumnya zaman sekarang. Imam al-Qurtubi mengatakan, bahwa kata az-zina terbagi menjadi dua macam, yakni; 1) Az-Ziinatul-Khalqiyah. Misalnya, wajah, karena ia merupakan sumber perhiasan

<sup>1.</sup> Tofsir al-Maraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 97

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Furqon, catatan kaki no 1312 hlm. 397

<sup>3.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 596.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 42.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 597.

<sup>3.</sup> Tofsic Al-Furgon, catatan kaki no 3867 hlm 1040.

Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 93.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dan indahnya ciptaan serta memberikan kecenderungan bagi wanita untuk mendapatkan daya tarik; 2) Az-Ziinatul-Muktasabah, yakni sesuatu yang diperoleh perempuan dalam mempercantik penampilannya, misalnya penggunaan model pakaian, jenis celak, daun pacar dan sebagainya.<sup>1</sup>

Ar-Raghib menjelaskan bahwa الله كذا apabila menampakkan hiasannya berupa وزقة perbuatan atau perkataan. Dan At-Tazviin (hiasan) dapat disandarkan kepada Allah tanpa menyebut pelakunya, dan tazyiin dari setan disebutkan pelakunya,21 misalnya, دُرْتُنَّا بِكُنِ أُمَةٍ عَمَلَهُمْ Kami jadikan setiap ummat menganggap baik pekerjaan mereka. (Q.S. Al-An'aam [6]: 108); أن الذين لا يؤمنون بالأخرة زبنا لهم اعمالهم فهم ,begitu juga يعميون: Sesungguhnya orang-orang yang tidak (mau) beriman kepada akhirat, Kami tampakkan baik bagi mereka amal-amal mereka; maka dengan sebab itu, mereka mengembara dalam kesesatan. (Q.S. An-Naml [27]: 4); dan begitu juga hiasan (tazyiin) dari setan dinyatakan di

dalam firman-Nya, فَرْقَنْ لَيْمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ (Q.S. An-Nahl [16]: 63)

Sedangkan بَوْمُ الزَّيْنَة, artinya hari raya. Yakni hari pertemuan antara Fir'aun dan Musa a.s. Sebagaimana firman-Nya,

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يُومُ الرَّبِيَةِ وَأَنْ يَحْشَرُ النَّاسُ ضَعَى Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalang naik". (Q.S. Thaaha [20]: 59)

Adapun firman-Nya, فَحَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِنْنِهِ (Q.S. Al-Qashaash [28]: 79) maka Ziinah pada ayat tersebut ialah "kemegahan", yakni segala atribut dunia yang menyertainya. Misalnya Qarun. Di dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Depag, dijelaskan bahwa menurut mufassirin: Qarun keluar dalam satu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal, hamba sahayanya dan inang pengasuh untuk memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya.



<sup>1.</sup> Al-Qurtubi, Al-Jaami'u Ii-Ahkaamil-Qur'an, juz 12 hlm. 229; lihat, pembahasan singkat tersebut dalam *Tofsir Ahkam*, jilid 2 hlm. 144; lihat juga, Fothul Qodiir jilid 4 hlm 23

<sup>2.</sup> Lihat, Ar-Raghib, Mu'jom Mufrodat Alfaazhil Qur'on, hIm. 223.

Depag, Al-Qur'an don Terjemahnya, catatan kaki no 1140 hlm. 623.





(سَـأَلَ) Sa-ala

Firman Allah Swt., شَالَ سَائِلٌ بِعَدُّابٍ وَاقْعِ Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. (Q.S. Al-Ma'arij [70]: 1)

Keterangan

Kata sa-ala mempunyai beberapa makna, antara lain: pertama, Sa-ala berarti "meminta". Misalnya Sa-ala Saa-ilun: seorang peminta (Daa'i) meminta, sebagimana ayat di atas. Makna seperti ini berasal dari kata-kata الجابِكة:, apabila ia meminta dan menuntut hal itu. أ Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa Sa-ala Saa-ilun adalah ungkapan bahwa si penanya meminta dengan segera didatangkannya azab (menantang azab) dengan bentuk ejekan yang ditujukan kepada Rasulullah, dan sekaligus sebagai reaksi mendustakan wahyu. Bertanya, maksudnya meminta pengertian sehingga turun hukumhukumnya; namun mereka sengaja bertanya dan tidak ada niat untuk beriman. 31

Penjelasan ayat di atas dikuat oleh sebuah riwayat: "Pada suatu ketika kaum Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad: "kalau betul-betul engkau utusan Allah, mintalah supaya Allah beri surat terbuka kepada tiap-tiap orang daripada kami, bahwasanya engkau adalah utusan-Nya."4)

Yakni permintan mereka sekali-kali tidak akan dikabulkan karena buat yang ikhlas hatinya, Al-Qur'an cukup buat peringatan. <sup>51</sup> Begitu juga dengan As-Su'aal, yang tertera di dalam surat Thaaha ayat 36 (فَالَ قَدْ أُونِيت مُولَكَ يَامُوسَ); berarti Al-Mas'uul, yakni apa yang diminta, seperti Al-Khubzu berarti Al-Makbuuz. <sup>51</sup>

**Kedua**, Sa-ala berarti "bertanya", dan penyebutan dengan *fi'il majhul* (dengan didhammah awalnya dan dikasrahkan huruf keduanya, "Su-ila", dalam bentuk fi'il madhi, atau di-dhammah awalnya dan di-fathahkan sebelum huruf akhir untuk fi'il mudhari', "Yus-alu") berarti "dipertanggungjawabkan", dan :وَلاَ يُسَأَلُ عَنَ ذُنُوبِهِمُ الْمُجَرِمُونَ ,ditanya", misalnya" tidak perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa, tentang dosa-dosa mereka. (Q.S. Al-Qashash [28]: 78) maksudnya tidak bertanggung jawab tentang dosa mereka yang mujrimuun (yang sengaja melakukan penentangan dan perbuatan dosa). Begitu juga kata مُسْتُولًا, yakni sesuatu yang dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, وَكُانَ عَيْدُ اللهِ مَسْتُولًا: ...Dan adalah perjanjian kepada Allah akan diminta pertanggungjawaban. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 15) Baca Mujrimuun.

Adapun Yatasaa-aluun (غَمْ يَنْسَاءَلُون) yang tertera di dalam surat An-Naba' ayat 1, maknanya ialah saling mempertanyakan antara seorang dengan lainnya. "Yatasaa-aluun adalah fi'il mudhari' (maknanya "yang sedang terjadi") dari Tasaa-ala berwazankan Tafaa'ala yang mempunyai arti "saling", maka Yatasaa-ala berarti "saling bertanya".

Adapun firman-Nya, وَ اَقُوْرَا اللهُ اللّٰذِي تَسَاءِنُوْنَ بِهِ (Q.S. An-Nisa' [4]: 1) menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah, seperti: أَسْنَلْكَ بِاللهِ , saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.<sup>21</sup>

# (سَأَمَ) Sa-ama

Firman-Nya, وَوَلْمُسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَخِلِهِ ... dan jangan kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Keterangan

Wala Tas-amuu artinya janganlah kalian merasa bosan dan menggerutu.<sup>3]</sup> Menurut Ar-

<sup>3</sup> Al-Maraghi, Op. Est., jiled 1 juz 3 hlm



Musthafa Al-Maraghi, Ahmad, Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 65.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 157.

<sup>3,</sup> A. Hassan, *Tofsir Al-Furgon*, catatan Yaki no. 4267 hlm. 1159 misalnya: (Q.S. 75: 1-5)

Ibid., catatan kaki no. 4261, hlm. 1158, arti selengkapnya: (Q S Al-Mudatstsir [74]: 52-55).

<sup>5</sup> Ibid, catatan kaki no. 4263, hlm 1158.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 108.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 hlm 4.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qua'an dan Terjeniahnya, catatan kaki no. 264 hlm. 114; lihat juga Hasyiyotush-Shoowiy alo Tafsir Jalaiain , juz 2 hlm. 4.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Raghib, *As-Sa-aamah* (المثنائة) ialah kejenuhan yang menyebabkan perbuatan itu berhenti, baik disengaja atau berdasarkan emosi. <sup>1</sup>]

#### (سَبتُ) Sabba

Firman-Nya, وَإِذْ نَسْبُوا النَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْوًا بِغَيْرِ عِلْم Janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (Q.S. Al-An'am [6]: 108)

Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan شَنْهُ :مَبُ (mencaci maki, menghina), dan istilah بَسْبُ الدَّبَيْنِ "penghinaan agama".<sup>2]</sup> Pada ayat tersebut menghina sesembahan adalah larangan keras, karena efek yang timbul adalah menghina Allah dengan melampaui batas.

#### (سَنتُ) Sababun

Firman-Nya, إِنَّا مُكِنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ مُكِنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ مُكِنَّا لَهُ كَا Sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di(muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 84)

Keterangan

Sababan dalam ayat tersebut ialah jalan yang mengantarkannya kepada-Nya, berupa ilmu, kesanggupan atau alat.<sup>3</sup>

Kata الأشنياب kata bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya شبب artinya tambang yang digunakan untuk memanjat kurma. Kemudian banyak dipakai untuk pengertian berbagai sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan secara maknawi.

1. Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfoozhil Qur'an, nim. 225.

الأستان , juga berarti 'segala hubungan'. Yakni, hubungan antara pengikut dan yang diikuti (pemimpin). Sebagaimana firman-nya, إِذْ مُبْرَا الْبَينِ (Yaitu) أَلْبَينَ الْبُعُوا مِنَ الْبُينَ الْبُعُوا وَرَأُوا الْعَنْدَاتِ وَتَقَطَّعْتَ عِمْ الْأَسْبَابُ ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 166)

Di dalam surat Al-Mu'min, juga dijelaskan: dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu yaitu pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya (bahwa Musa) seorang pendusta. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 36-37)

Maksud اَلْمُنْبَانِ dalam ayat tersebut adalah sarana, pintu yang seseorang dapat manaiki langit dengan sarana berupa bangunan tinggi. Sedangkan makna ayat di atas adalah tamanni, yakni sesuatu yang menunjukkan mungkin terjadi, namun tidak dapat diharapkan tercapainya. Sebagaimana dikatakan:

وَمَنْ هَابَ أَشْبَاكِ الْأَنَابَا يُظَنُّهُ وَلَوْ زَأَقَ أَشْبَابَ الْسَمَاء بِسُلَم

"Barangsiapa takut kepada sebab-sebab kematian, maka dia akan ditimpa olehnya. Sekalipun dia naik menempuh jalan-jalan di langit dengan sebuah tangga." 1

# (الْسَنْتُ) As-Sabtu

As-Sabtu: Hari sabtu. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, Dan tanyakanlah kepada Bani Isra'il tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabtu, di waktu datang kepada mereka, ikan ikan yang berada di sekitarnya mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 162) (Q.S. Al-Baqarah [2]: 65)

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm 601.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghr, plid 6 juz 16 hlm. 11

من كان يطَنَّرَ ، لَان يَنْصَرُد اللهُ . Barangsiapa في النبية والاجراء الله . Barangsiapa في النبية والاجراء فليمية النبية والاجراء فليمية علينظر مل يدين كلافة با يقيط yang menyangka bahiwa Allah sekali-kali tidada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melalumya, kemudian hendaklah ia pikurkan apakah dipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya, {Q.5. Al-Haji [22] 15].

Terhadap ayat tersebut, A Hassan menjelaskan di dalam kitab tafsirnya:

Barangsiapa menyangka bahwa Allah tidak akan memberikan kemenagan bagi Muhammad di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka cobalah dia rentang toli otau bikin ntian ke langit kemudian ia lewat perjalanan jauh itu, lalu ia lihat keadaan di sana lantas ia bertanya kepada dirinya bisakah usahanya yung buruk pada memusuhi Nabi Muhammad menghilangkan perhubungan Allah dan rasulnya yang menyakikan han-

<sup>=</sup> nvo itu?. Maknanyo: seandainya orang yang memusuhi Nabi Muhammod dan sakit hati atas kemajuan Islam bisakah longit dan dapat melihat keadaan di sana, niscayo ia akon dapat tahu, bahwa kemajuan islam yang menyakitah hatinya tidak bisa ia halangi. Lihat, Tafsir al-Furgan, catatan kaki no 2348 hlm. 644.

<sup>1.</sup> ibid, jilid 8 juz 24 hlm. 70; Al-Asboob: tangga ke langit yang ada pintu-pintunya.(O.S. Ash-Shaffaat [37]: 10]. Lihat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 186.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

As-Sabtu (الشبنة), menurut lughat, berarti potongan (Al-Qath'u). Sedangkan malam hari (Al-Lail) dinamakan Subaata, karena malam tersebut memotong (berhenti) melakukan aktivitas (lianna-hu yaqtha'ul-'amal wal-harakah). أ

## (سُبَاتًا) Subaata

Firman-Nya, وَجَعَلُنا تَوْمَكُمْ شَيَاتًا fan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. (Q.S. An-Naba' [78]: 9)

#### Keterangan

As-Subaataa: diam untuk beristirahat (tidur). Sedangkan As-Subaata dalam surat Al-Furqaan ayat 47 وَهُوَ النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوَمُ ), maksudnya kematian, karena ketika tidur manusia kehilangan perasaan. المناهات المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المناهاة المنا

#### (سَبَحَ Saba<u>h</u>a (سَبَحَ)

Firman-Nya,غون نِسْبِغُون ...masing-masing dari keduanya(matahari dan bulan) itu beredar pada garis edarannya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 33)

### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan السباخة ialah berenang dalam air yang dilakukan oleh ikan dan sejenisnya. Kemudian digunakan pula untuk arti berjalannya benda langit dan ruang angkasa pada tempat peredarannya secara khusus. <sup>4</sup> (Q.S. Yaasiin [36]: 40).

Berikut makna Sabba<u>h</u>a Yusabbi<u>h</u>u dan Sub<u>haan</u> yang tertera di beberapa ayat:

- 1) Firman-Nya, نوالمَلَائِكَةُ يُسَتِخُونَ بِعَمَدِ زَيْمَ dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 5) yakni, *Yusabbihun* dimaksudkan bahwa para malaikat menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak patut bagi-Nya. <sup>5</sup>
- Tentang dijadikannya Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah, lalu dijawab, سَيْخَانك مَا يُكُونُ مَا لَيْسَ لَيْ بِحَقَ Mahasuci Engkau, tidaklah إِنْ أَفُولُ مَا لَيْسَ لَيْ بِحَقَ

patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 116)

Di mana kata شَيْعَاتُ adalah bentuk tasbih, yakni pensucian Allah Ta'ala dari hal-hal yang tidak patut bagi-Nya. Asal katanya ialah As-Sabhu dan As-Sibaaaahu, yakni bepergian yang cepat dan jauh, baik di laut maupun di darat. Umpamanya, فَرَسُ سَنِوَةٌ, kuda yang lari kencang. العالين وَشَيْعَانَ اللهُ رَبِّ Mahasuci Allah Tuhan semesta alam. (Q.S. An-Naml; 27: 8)

- Tiadanya tuhan selain Allah, dinyatakan, شَبْخَانْ
   Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 91)

Maka نيخانك dalam ayat tersebut ialah kata-kata yang menunjukkan keheranan terhadap orang yang mengucapkan berita bohong.<sup>23</sup>

5) Tentang binasanya alam semesta bila ada dua Tuhan, dinyatakan,اثو كَانَ فِهِمَا ءَالِيَةُ الأَّ اللَّهُ لَشَيْحًانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشَ عَمَّا يَصِفُونَ Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Mahasuci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 22)

yang banyak tertera di فشنعان الله Maka atas menunjukkan penyucian terhadap Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada-Nya. ग

6) Firman-Nya, وَسَيَعُ بِحَمْدِ زَبِك (Q.S. Thaaha [20]: 130) maksudnya sibukkanlah dengan menyucikan dan mengagungkan Allah.⁴

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 507.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghr, jilid 10 إن 30 htm. 4. Az-Zamakhsyari menjelaskan bahi... subootoo ialah نيبة (dalam keadaan menjadi mayat). dan غيام adalah غيثا berasal dan kala عبينا yakni terputus (af-qoth'o) karena gerakannya terputus (tak bergerak). Lihat, Al-Kosysyouf, juz 4 htm.

<sup>3.</sup> ibid. iilid 7 juz 19 hlm 22.

<sup>4</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 8.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 13.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 62.

<sup>2</sup> Ibid, jibd 6 juz 18 him. 78

<sup>3.</sup> Ibid, jihd 6 juz 17 hlm. 18.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 163.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 7) Sabbihu juga berarti salatlah (shalluu). المُؤْمِثُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُحْزَرُوهُ وَتُوْفَرُوهُ, Seperti firman-Nya, وَنُسْبَعُوهُ بِكُرَةً وَأُصِيلًا (Q.S. Fath [48]: 9); dan firman-Nya, وَنُسْبَعُوهُ بِكُرةً وَأُصِيلًا (Qaaf [50]: 40)
- الإبن الليل فسيعه وادبار السجور , الإعلام (Qaar [50]: 40)

  الإبنان المعلى الإبنان الليل فسيعه وادبار السجور (Qaar [50]: 40)

  المنحانة من الله ولذا الله ولذا الله ما لا نظائون الله ما لا نظائون الله ما لا نظائون الله ما لا نظائون الله ما لا نظائون من الله ما لا نظائون الله ما لا نظائون على الله ما لا نظائون من Mereka (orangorang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempunyai anak". Mahasuci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya; kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? (Q.S. Yunus [10]: 68)

Subhaan adalah kata-kata yang bermakna tanziih (membersihkan) dan mengandung pengertian ta'ajjub (heran) atas perkataan mereka yang sangat bodoh. Firman-Nya, وَقَالُوا مُنْهُ عَلَيْكُ اللهُ قَالِقُ الشَّهُ وَلِنَّا مُنْفِحًاتُ لِنَّا لَهُ مَا فِي الشَّمُواتُ وَالْأُرْضُ كُلُّ لَهُ قَالِقُونَ اللهُ وَلِنَّا مُنْفِحًاتُ لِنَّا لَهُ مَا فِي الشَّمُواتُ وَالْأُرْضُ كُلُّ لَهُ قَالِقُونَ اللهُ وَلِنَّا مُنْفِحًاتُهُ لِنَّا لَهُ مَا فِي الشَّمُواتُ وَالْأُوضُ كُلُّ لَهُ قَالِقُونَ السَّمُواتُ وَالْأُوضُ كُلُّ لَهُ قَالِقُونَ وَالْأُوضُ كُلُّ لَهُ قَالِقُونَ مِاللهُ وَلِنَا مُنْفِعًا لِمُعْتَمِّاتُهُ لِمُنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَلِنَّا مُعْلِمًا لِمُعْتَمِّاتُهُ اللهُ وَلِنَّا مُنْفِقًا لِمُنْ اللهُ وَلِنَّا مُنْفِقًا لِمُنْفَالِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِكُمْ لِمُنْ اللهُ وَلِنَّا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِكُمْ لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِكُمْ لِمُنْفَالِكُمْ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِكُمْ لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِكُمْ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُعْتَلِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُعْلِمُ لَلْمُعَلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُعْلِمُ لَلْمُعَلِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفُلِهِ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْ

Yakni membersihkan diri dari i'tikad yang mengatakan bahwa Altah mempunyai anak. Sebab, anak yang mereka duga itu adakalanya dari langit dan terkadang dari bumi, yang semuanya itu tidak sejenis, dan tentunya tidak layak untuk Allah. Lebih-lebih sifat keinginan mempunyai anak itu karena rasa butuh pertolongan di dalam menanggung kehidupan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dan Allah suci dari hal-hal yang demikian. <sup>31</sup>

9) Tentang kekuasaan-Nya, Firman-Nya, فَسَبِعَانَ Mahasuci (Allah) yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Yasin [36]: 83)

Al-Mubarrad mengatakan, bahwa sab<u>h</u>an adalah Taqalluban wat-tasharrufan fii-Muhimmaati kama Yuraddadu As-Saabihu fil-Maa'i, artinya mengelola (menyelamatkan) hal-

1. Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 33.

hal yang paling vital sebagaimana berenangnya seorang perenang di air. 1]

Tasbih menurut Al-Qur'an terdapat di empat waktu: a) sebelum terbit matahari; b) sebelum terbenamnya matahari; c) di sebagian malam hari; dan d) selesai salat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh bunyi ayat, فَاصَرْعَلَى مَانِقُولُونَ وَمَنْ الْفُرُوبِ وَمِنْ الْفُلُ فَصَبْحَهُ وَسَبْحُ بِحَدْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ وَمِنْ الْفُلْ فَصَبْحَهُ وَسَبْحُ بِحَدْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ وَمِنْ الْفُلْ فَصَبْحُهُ (Q.S. Qaf [50]: 40)

## (ٱلسَّانِحَاتُ )As-Saabihaatu

Firman-Nya, والشابخات (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 3) maksudnya ialah planet-ptanet yang berjalan dengan lambat tetapi mantap dan stabil pada garis edarnya masing-masing. Bergeraknya planet-planet diungkapkan dalam ayat bagaikan berenang, sebagaimana firman-Nya, وَكُنُّ فِي فَلْكِ. ...dan masing-masing berenang(beredar) pada lintasan (masing-masing)". (Q.S. Yasin [36]: 40)<sup>21</sup>

Sedangkan بنبغا طويلا yang tertera di dalam firman-Nya, انْ لَكَ فِي الْهَارِ سَبُعًا طَوِيلًا (Q.S. At-Muzammil [73]: 7) maksudnya, bergerak dan bertindak dalam urusan-urusanmu yang penting dan sibuk dengan kesibukanmu, sehingga kamu tidak dapat mengosongkan diri untuk beribadah. Maka hendaklah kamu menjalankan ibadah itu pada waktu malam. Asal As-Sabhu, adalah berjalan cepat dalam air. 31

# (الَسَبْغ) As-Sab'u

Keterangan

Sab'a tharaa'iq (سَيْعَ طَرَانِيّ), menurut A. Hassan ialah tujuh langit atau tujuh tempat peredarannya, yakni, tujuh bintang yang beredar mengelilingi matahari atau planet, yakni Uthariq (mercury), Zuhara (venus), Marriq (mars), Musytari (Yupiter), Zuhal (saturn), Uranus dan Neptunus.4

Dan pada surat Al-Mu'minuun ayat 17, beliau menjelaskan pula bahwa sab'u tharaa-ia,

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm 197.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 1 <sub>j</sub>uz 1 hlm. 199

<sup>1.</sup> Shafweat at-Tafaasar, jilid 2 hlm. 623

Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 21; Asy-Syaukani menjeleskan bahwa. As Sobhir. adalah berjalan dengan lenggang dan mudah. Sedang firman-Nya: yasbahuun. (Q.S. Yasin (36): 40) maksudnya adalah matahan, bulan dan bintang-bintang. Lihat, Fathul Qadiir. jilid 4 hlm. 361.

<sup>3</sup> *loid*, jilid 10 juz 29 hlm 110.

<sup>4</sup> A. Hassan, Op. Cit., film. 497

# 4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



maksudnya, tujuh bintang yang masyhur, atau beberapa banyak bintang. Karena dalam bahasa Arab, tujuh itu menunjukkan kepada banyaknya. Karena tiap-tiap satu bintang dengan batas perjalannya yang dinamakan falaknya merupakan satu jalan.<sup>1</sup>

Sab'iina Rajulan (شبعان زخلا) adalah jumlah kaum Nabi Musa yang melakukan taubat kepada Tuhannya. Peristiwa ini diceritakan di dalam firman-Nya: Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada Kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, engkau sesatkan dari cobaan ini siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampunan yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 155)

# (سَابِغَاتٌ) Saabighaat

Firman-Nya, أَنِ اعْمَلَ سَابِغَاتِ وَفَيْرَقِ السَّرَدِ (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya.... (Q.S. Saba' [34]: 11)

#### Keterangan

Saabighaat dari kata As-Subuugh, yang artinya sempurna dan lengkap, yang maksudnya baju-baju besi yang lengkap. المنافع yakni lengan baju yang sempurna dan lebar. Dan di antaranya dipinjam oleh kata-kata, إسناغ النعم (sempurna wudhu dan sempurna nikmat-nikmat-Nya). المنافعة وإسناغ النعم

# (السَّابِقُونَ) As-Saabiqun

والسَالِقُونَ الْأَوْلُونَ مِن الْمُنَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ Firman-Nya, Orang yang terdahulu lagi yang :وَالْذِينَ النَّبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ

pertama-tama (masuk Islam) di antara orangorang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.... (Q.S. At-Taubah [9]: 100)

#### Keterangan

Dikatakan: سَبَق يَسْبِقْ سَبِهُا, "mendahului".

Dan: والسَّالِهُونُ السَّالِهُونُ السَّالِهُونُ السَّالِهُونُ السَّالِهُونُ السَّالِهُونُ السَّالِهُونُ السَّالِهُونُ السَّالِهُونُ (Dan orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga). (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 10)maka As-Saabiqun dalam ayat tersebut maksudnya ialah orang-orang yang mempunyai martabat tinggi dan kemuliaan di sisi Tuhan mereka. 11

Sedangkan قالشَابِقَاتِ سَبِقًا: Dan malaikatmalaikat yang mendahului dengan kencang. (Q.S. An-Nazi'at [79]: 4)

Maksudnya ialah planet-planet yang berenang lebih cepat dari planet-planet yang lain sehingga dapat menempuh garis lintasnya lebih cepat dari yang lain seperti bulan dapat menempuh garis lintasnya selama satu bulan Qamariyah dan matahari yang dapat menempuh garis lintasnya selama satu tahun Syamsiyah. 21

As-Sabqu yang tertera di dalam firman-Nya, أَمْ حَسِبَ النَّبِينَ يَعْمَلُونَ السَّبِيْنَاتِ أَنْ يَسْمِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ, (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 4) adalah keluputan, maksudnya ialah keluputan dari pembalasan.³ Dijelaskan pula dalam surat Al-'Ankabuut ayat 39 di sana dikatakan, مُسْبِقَ فُلانَ, berarti si fulan telah luput dan tidak diketahui oleh orang yang mencarinya. Sungguh Allah telah mengetahui urusan mereka, sehingga mereka dikejar oleh kehancuran dan kebinasaan.⁴

Sedang bi-masbuqiin yang tertera di dalam firman-Nya, غلى أنْ نَبِيْنَلُ خَيْرًا مَيْهُمْ وما نَحْنُ بِمَسْتُوفِينَ (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 41) yakni, dapat dikalahkan Kami. الم

Adapun firman-Nya,پغترون وهُمَ بِانْمُولِ وهُمَ بِامْرُو (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 27) maka, *Laa* yasbiquunahu bil-qaul: mereka tidak berbicara sebelum Allah menyuruh mereka.<sup>6</sup>

# (سَبِيْلٌ) Sabiilun

Firman-Ńya, بَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا هَاكِزًا وَإِمَّا كُفُورًا Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jatan

<sup>1.</sup> Ibid, hlm. 662.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 22 hlm. 63; As-Ababighaal Ad-Duruu' (baju besi). Lihat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 183.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'on, hlm. 228

<sup>1.</sup> Tofsır Al-Maroghi, jilid 9 yuz 27 hlm. 131

<sup>2</sup> Ibid, pilid 10 juz 30 him. 21.

<sup>3.</sup> Ibid, iilid 7 juz 20 hlm. 110.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 20 hlm. 140.

<sup>5.</sup> Ibid. phid 10 juz 29 hlm. 74.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 18.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. (Q.S. Al-Insaan [76]: 3)

Keterangan

As-Sabiil dalam ayat tersebut ialah jalan untuk menegakkan bukti-bukti dan menurunkan ayat. Dan As-Subul adalah kata dalam bentuk jamak dari Sabiil yang berarti "jalan-jalan". Seperti firman-Nya, الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَا وَسَلَك لَكُمْ فِينا، Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan. (Q.S. Thaaha [20]: 53)<sup>21</sup>

Berikut makna Sabiil yang tertera di beberapa tempat:

- 1) Firman-Nya, الَّذِينَ يَسْتَعَبُّونَ الْحَيَاةَ النُّنْيَا عَلَى الْأَجْرَةِ وَنِصْدُونَ الْحَيَاةَ النُّنْيَا عَلَى الْأَجْرَةِ وَنِصْدُونَا عَوْجًا (Q.S. Ibrahim [14]:3) maka, Sabiilulllaah dalam ayat tersebut maksudnya ialah agama yang diridai Allah.<sup>3</sup>
- 2) Firman-Nya, مَعْلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمْثُلِ (Q.S. Al-قَيْهُ أَنْبُتُكُ شَبْعِ مَنْابِلُ فِي كُلِّ سَنْبُلَةٍ مِائَةً حَبْةً Baqarah [2]: 261) maka, Sabiilillaah adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada keridaan Allah. 41
- 3) Firman-Nya, إِنْ كَايْرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيْنَاكُونَ أَمْوَالُ النَّاسِ (Q.S. At-Taubah [9]: 34) maka, Sabiilillaah ialah jalan mengenainya dengan benar dan beribadah kepadanya dengan lurus, yang asasnya adalah tauhid dan pensucian.<sup>51</sup>

Perbedaan antara as-sabiil dan aththariiq. Yang pertama banyak dipakai pada
kebaikan sedang yang kedua hampir tidak
pemah dipakai dalam kebaikan kecuali bila
disertai dengan sifat atau idhaafah yang
menunjukkan makna dimaksud. Misalnya
dalam ayat, مُعنيه فَالُوا يَافَوْمَننا إِنَّا سَمِعْنَا كَفَانًا أَنْزِلَ مِنْ يَعْنِي أَلِي الْحَقِّ وَالِيِّ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُصْنِيقًا لِنَّا يَبْنَ يَدْنَهِ يَهْدِي إِلَّى الْحَقِّ وَالِيِّى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُصْنِيقًا لِلْ الْحَقِّ وَالِيِّي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُسْتَقِيعًا لِلْ الْحَقِّ وَالِيِّي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ الْحَقِّ وَالِيِّ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ الْحَقِّ وَالِيِّ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ اللَّهِ عَلَيْ الْمُتَقِيقِ وَالْ الْحَقِقِ وَالْيُ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ الْحَقْ وَالْيُ الْحَقْ وَالْيُ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ الْحَقْ وَالْيُ الْحَقْ وَالْيُ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ الْحَقْ وَالْيُ الْحَقْ وَالْيُ طَرِيقٍ مُسْتَقِيقًا
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ الْحَقْ وَالْيُ الْحَقْ وَالْيُ طَرِيقٍ مُسْتَقِيقًا
dalam ayat, مُسْتِقًا لِلْ الْحَقْ وَالْيُ الْحَقْ وَالْيُ الْمُعْلِقِيقِ الْعَلَيْ الْمُؤْلِقِيقِ وَالْمُوالِقِيقِ وَالْمُوالِيقِ وَالْمُوالِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ

Menurut Ar-Raghib, as-sabiil adalah atthariiq atau jalan yang di dalamnya terdapat kemudahan. Jadi lebih khusus dari kata *ath-thariig*. <sup>1</sup>

4) Firman-Nya, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ بِلْمُتَوْسَمِينِ (٢٩)إِنْهَا لِبِسَبِيلِ Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orangorang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Hijr [15]: 76)

Maka, *Labi-sabiilin muqiim* maksudnya ialah benar-benar pada jalan yang jelas dan diketahui, tidak tersembunyi, tidak pula lenyap.<sup>2</sup>]

المن السَيْنِينِ) adalah musafir yang jauh dari negerinya dan sulit baginya untuk mendatangkan sebagian hartanya, sedangkan ia kaya di negerinya tetapi fakir di dalam perjalanannya. الع dikategorikan sebagai orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh, sehingga ia tidak bisa menghubungi kerabatnya untuk minta bekal, lantaran jarak yang memisahkannya.

# (ستَّةٌ) Sittatun

Sittatun Ayyaamin (﴿سِنَهُ أَيَّاءِ): enamhari. Yakni bilangan yang menjelaskan lamanya penciptaan langit dan bumi: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 54)

Di dalam surat Al-Furqan dinyatakan: Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 10 juž 29 h/m. 159.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 117.

<sup>3.</sup> Ibid, jihid 5 juz 13 hlm. 123

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 blm. 29. 5. Ibid, jilid 4 juz 10 blm. 106.

<sup>1.</sup> Lihat, Mobaohits fii 'uluumil Qur'on, hlm. 290.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit, jilid 5 juz 14 hlm. 30.

<sup>3.</sup> *lbid*, jibid 4 juz 10 hlm. 140; penjelasan di atas diambil dari surat At-Taubah [9]: 60.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jihd 1 juz 2 hlm. 53; penjelasan di atas diambil dari surat Al-Bagarah (2): 177.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 59)

Di dalam surat Yunus dinyatakan: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa`at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? (Q.S. Yunus [10]: 3)

Sittiina miskiinan (سَيَيْنَ مَسْكِيْنَا): Enampuluh orang miskin. Sebagaimana firman-Nya: (Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturutturut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Q.S. Al-Mujaadilah [64]: 4)

## (منتز) Satara

Firman-Nya, جِعَانِ مَسْتَوْرَا : suatu dinding yang tertutup. (Q.S. Al-Isra' [17]: 45)

#### Keterangan

Hijaaban Mastuura adalah dinding yang memisahkan antara orang yang beriman, karena mau menerima bimbingan Al-Qur'an dan yang tidak mempercayai kehidupan akhirat, karena tidak mau menerima Al-Qur'an ketika dibacakan kepadanya. Al-Mastuur artinya yang tertutup. Sedang yang dimaksud adalah yang menutupi, sebagaimana terdapat pula kebalikannya dalam Al-Qur'an. Umpamanya, مناذ دافق, "air yang memancar". Sedang yang dimaksud adalah air yang terpancar.<sup>13</sup>

Sedang kata Sitran (الشَّمْسِ وَجَدها Q.S. Al-Kahfi [18]: ويَا سِنُرُا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 90) artinya "bangunan". Yakni, apabila matahari terbit, mereka masuk ke dalam air; dan apabila terbenam, mereka keluar.

### (سَجَدَ) Sajada

Firman-Nya, أَوْلَمْ يَرَوَا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَقَيَّأً Pan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri? (Q.S. An-Nahl [16]: 48)

#### Keterangan

As-Sujuud: tunduk dan patuh. Berasal dari perkataan شَجُنْتِ النَّفَلَةُ, adalah pohon kurma merunduk ke bawah karena terlalu banyak beban. Dari kata ini terdapat perkataan: وَاسْجَدُ وَاسْجَدُ, "tunduklah kepada monyet pasar pada masanya". ا

As-Sujjadu adalah bentuk jamak dari saajid, "orang yang bersujud". <sup>2)</sup> Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, إِذَا تُقْلَى عَلَيْهُمْ Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (Q.S. Maryam [19]: 58)

Firman-Nya, قَسَبَحْ بِعَمْدِ رَبُكَ وَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ (Q.S. Al-Hijr [15] 98) maka, As-saajidiin maksudnya ialah orang-orang yang salat. <sup>3</sup>

Menurut Al-Maraghi, As-Sujuud secara bahasa adalah merendahkan dan menghinakan diri; kemudian diartikan merendahkan diri dan beribadah kepada Allah. Ada dua macam sujud. Pertama: sujud secara ikhtiariy (sukarela). Sujud ini khusus dilakukan oleh manusia yang karenanya dia berhak menerima pahala. Kedua: sujud secara taskhiriy, yakni ketundukan dan kepatuhan kepada kehendak Allah Ta'ala. Sujud ini menunjukkan kehinaan dan kebutuhan kepada keagungan Allah Yang Maha Kuasa. 41

Selanjutnya, beliau menjelaskan, As-Sujuud, secara bahasa berarti tunduk, patuh atau sujud ungkapan paling konkrit dari sujud ini ialah meletakkan kening di lantai (tanah). Hal seperti ini merupakan kebiasaan yang berlaku pada masa dahulu di dalam menghormati raja.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 film. 52.

<sup>2.</sup> fbid, jilid 6 juz 16 hlm. 11-12.

L 15id, jilid S juz 14 hlm. 87

<sup>2.</sup> Ibid, jald 6 juž 16 film. 65

<sup>3</sup> Ibid. jilid 5 juz 14 film 44

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 99; penjelasan di atas diambil dari surat Al-Hajj (22): 18.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Seperti sujudnya Nabi Ya'qub dan putra-putranya kepada Nabi Yusuf.

Sedangkan sujud kepada Allah ada dua macam: *pertama*, sujud yang dilakukan makhluk berakal sebagai manifestasi dari ibadah dengan cara yang sudah kita kenal; dan *kedua*, sujud yang dilakukan oleh makhluk -selain makhluk berakal, dalam bentuk taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana firman-Nya, "Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan tunduk kepada-Nya". (Q.S. Ar-Rahman [55]: 6)

Begitu pula firman-Nya, "Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa..." (Q.5. Ar-Ra'du [13]: 15)<sup>11</sup>

## (سُجَرَتُ) Sujjirat

Firman-Nya, وَإِذَا الْبِعَارُ سُجِرَتُ: đan apabila lautan dipanaskan. (Q.S. At-Takwiir [81]: 6)

Keterangan

Tusjiirul-bihaar ialah goncangan yang menyebabkan kehancuran bumi sehingga bumi menyatu dengan lautan.<sup>2)</sup> Dan firman-Nya, وَالْبَحْر Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. (Q.S. At-Thuur [52]: 6)

Al-Maraghi menjelaskan bahwa *Al-Masjuur* adalah yang dipanaskan dan dinyalakan. Berasal dari شغرة النّاز, yang artinya menyalakan api. Sedang maksudnya ialah perut bumi. <sup>3</sup>I

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa para ahli geologi membuktikan bahwa bumi ini seluruhnya seperti semangka. Sedang kulitnya adalah seperti kulit semangka. Maksudnya ialah hubungan antara kulit bumi dengan api yang ada dalam perutnya adalah seperti hubungan kulit semangka dengan dagingnya yang dimakan orang. Jadi sekarang kita berada di atas api yang besar. Maksudnya, berada di lautan yang

penuh dengan api. Dan lautan itu ditutup segala penjurunya dengan kulit bumi yang tersusun rapi untuk membentengi lautan api tersebut. <sup>1)</sup>

## (السجل) As-Sijlu

Firman-Ńya, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءُ كُمْلِيَ السِّعَالِ لَلْكُتُب (yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 104)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, As-Sijlu dikatakan pohon (syajarun) yang padanya digunakan untuk menulis, kemudian dinamakan untuk setiap yang tertulis padanya dengan kata sijlun. Dan المبتجان yang artinya "kitab" adalah lughat Persia. honu Manzhur menjelaskan bahwa أنستجان, dengan di-tasydidkan lam-nya, adalah sebuah kitab perjanjian dan yang semakna dengannya, dan jamaknya مسجلات Sedangkan المستجانة di dalam ayat di atas ialah shahifah yang di dalamnya terdapat sebuat kitab catatan.

## (السجيل) As-Sijjil

Firman-Nya, يَ وَاَمْطُرُنَا عَلَيُهَا جَجَارِهُ مِنُ سِجِيلٍ مَنْصُودٍ. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. (Q.S. Hud [11]: 82)

Keterangan

Hijaratan min Sijjiil, artinya batu dari tanah yang terbakar. Ash-Shabuni, menjelaskan bahwa Sijjiil, adalah lumpur yang membatu (thiinun mutahajjirun). Sebagian mereka mengatakan bahwa kata بنجنت terambil dari أُسْتَخَلَّهُ , yakni أَسْتَخَلَّهُ (mengirimkan kepadanya) seakan-akan ia adalah sesuatu yang dikirimkan untuk mereka. Sebagian mereka juga mengatakan berasal dari أَسْجَلَتُ , apabila saya memberi (تَصْطَيْتُ ) dan menjadi

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 83.

<sup>2.</sup> ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 53; Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 222; Az-Zamahsyari menjelaskan sujirot, dengan diringankan bacaannya dan dengan itdak ditosydidikan berasal dan kata المنافق معرف التنافق pabalia dipenuh dengan kayu bakar Yakni bertumpuk-tumpuk antara sebagian dengan sebagian lannya sehingga laut kembali menyatu. Lihat, Al-Kosysyaaf, juz 4hlm 207.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 17; pengerhan yang sama juga disebutkan di dalam shahih Al-Bukhari, bahwa Al-Masjuur adalah al-muuqid (dinyal-alaa). Maksudnya dibakar hingga hidang airiya, hingga tidak ada yang tersas setetes pun. Demikian, kata Al-Hasan Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 199.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 17

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 230.

Al-Burhan fii 'Uluumii Qur'on, juz 1 hlm. 288; As-Sijillu: Ash-Shahi-ifah (lembaran). Lihat, Shahin Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 164.

<sup>4</sup> Ibnu Manzhur, Op Cit., jilid 11 hlm 326 maddah J - \_-

<sup>5.</sup> Shafwaatut-Tafaasın, jilid 3 hlm. 604 , Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 241 Penjelasan tersebut diambil dari surat Al-Fiil [105]: 4; Ibnu Faris menjelaskan bahwa huruf sin, jim, dan lam asal maknanya adalah satu, yakni, menuangkan sesuatu setelah penuh. Dari itu dikatakan (yakni timba besar (od-dalwuf-ozhilmoh). Dan dikatakan, sajalatif-maa' fansojala, yang demikian itu apabila anda menuangkannya. Lihat, Mu'jam Magaayisul Lughah, juz 2 hlm. 136

# ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Dan سَجَلُهُ بِالشَّيْنِ, yakni melemparkan sesuatu dari atas.<sup>1)</sup>

# (سِجَيْنٌ) Sijjiin

Firman-Nya, کَلاَ إِنْ کِتَابَ الْفَجَارِ لَهَيْ سِجَبِينِ kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. (Q.S. Al-Muthaffiffiin [83]: 7)

#### Keterangan

Sijjiin (سِغِينَ), adalah nama sebuah kitab (catatan) yang di dalamnya terdapat catatan mengenai orang-orang yang melewati batas.<sup>2</sup>]

### (سَجِيَ) Sajaay

Firman-Nya, وَاللَّيْلِ إِذَا سَعَى dan demi malam; وَاللَّيْلِ إِذَا سَعَى apabila *telah sunyi*. (Q.S. Adh-Dhuhaa [93]: 2)

Keterangan

Sajaa artinya tenang dan sunyi. Maksudnya, saat semua makhluk menghentikan segala aktifitasnya. استغن البعر سغوا, yakni berhenti ombaknya (tenang). أ

## (يَسْحَبُ) Yashabu (سَحَبُ)

Firman-Nya, إِذِ الْأَغْلَالُ فِي اَعْنَاقَهِمْ وَالشَّلَاسِلُ بِسَجَبُونَ ketika belenggu dan rantai dipasang dileher mereka, seraya mereka diseret. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 71)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, asal as-sahbu ialah al-jarru (mengalir) seperti mengalirnya dan manusia sesuai dengan bentuknya di antara dipinjam untuk as-sahaab (awan) adakalanya untuk arti berhembusnya angin atau mengalirnya air atau untuk arti sesuatu yang secara terusmenerus mengalir, berjalan. Misalnya, firmannya, masih ajaka wan yang bertindih-tindih. (Q.S. Ath-Thur [52]: 44)

# (سَاحَةٌ) Saa<u>h</u>atun

Firman-Nya, نَفَإِذَا نَزَلُ بِسَاخَتِهُمْ فَسَاءَ صَبَاعُ النَّنَدُرِينَ Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang di alami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 177)

Keterangan

Bi-Saahiti-him (پسَاجِهِمْ) dalam ayat tersebut maknanya adalah tempat yang lapang. 11 Dan, As-siihatu fil-ardhi yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 2 (مُسَيِغُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةُ أَشَيْرٍ) ialah berpindah-pindah di muka bumi. Yang dimaksud ialah kebebasan berpindah-pindah di muka bumi selama empat bulan, disertai dengan jaminan keamanan, tanpa ada gangguan dari kaum Muslim untuk memerangi mereka selama bulan itu. 21

Sedangkan Fa-yushitakum bi-'Adzaabin (ا Sedangkan Fa-yushitakum bi-'Adzaabin الله كُذِيًا فَيُسْجِنَكُمْ بِعَدَابِ (Q.S. Thaaha [20]: 61) maksudnya, pasti Allah memusnahkan dan membinasakan kalian dengan azab yang sangat berat.<sup>31</sup>

## (اَلَسُحْتُ) As-Suhtu

Firman-Nya, لَوْلاَ يَبْهَاهُمُ الرَّبَائِينُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ هَوْلِهِمْ السُّحَتْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصَنَعُونَ . Mengapa orangorang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 63)

Keterangan

As-Suhtu ialah kulityang mintadisambungkan (Al-Qisyrulladzii Yusta'shal). Dikatakan, وأشغثة (aku merusakkannya/membinasakannya). المستقدة (aku merusakkannya/membinasakannya). المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقد

# (الْسِحْرُ) As-Si<u>h</u>ru

Firman-Nya, إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَ رَجُلًا مَسَعُورًا . Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir". (Q.S. Al-Isra' [17]: 47)

- 1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 23 hlm. 91.
- 2. Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 51.
- 3. *Ibid*, jilid 6 juz 16 hlm. 123. 4. Ar-Raghib, *Op. Cit.,* hlm. 231.
- 5 Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 6 hlm. 90.



<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 11 hlm. 327 maddah ്യൂ ം

<sup>2</sup> Al-Maraghi, Op Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 74, Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa sijin adalah kitab yang mengumpulkan kejahatan yang disusun oleh Allah di dalamnya berupa amal-amal setan, amal-amal yang kufur dan fasik dari golongan jin dan mahusia yang di dalamnya tidak ada kebalkan Af-Kosysyoof, juz 4 hlm 231.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm 182, sojaay:ozhlomo wo so-kana (gelap dan sunyi). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 227: Di dalam Al-Kosysyoof dijelaskan, dikatakan laidatun saajiyah, yakni tidak ada angin (saakinatur-riili). Al-Kasysyoof, juz 4 hlm. 263: Ibnu Faris mengatakan bahwa huruf sin jim dan wawu asalnya menunjukkan makna terdiam ('ala sukunin wo ithbaaq). Lihat, Mu'jam Maqayisul Lughah, juz 2 hlm. 137.

<sup>4.</sup> Lihat, Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm 230.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 230.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

As-Sihru (البحز), menurut lughat, adalah segala sesuatu yang tersembunyi tempat pengambilannya. Al-Azhari mengatakan: Asal kata As-Sihru, adalah memalingkan sesuatu dari hakikat aslinya kepada bentuk lain, seakan-akan yang menyihir ketika melihat kebatilan ia tampak menjadi sesuatu yang haq (hal yang sebenarnya). Lalu ia menghayalkan sesuatu kepada yang bukan hakikatnya. Al-Jauhari mengatakan: As-Sihru, sama dengan Al-Ukhdzatu. Maka setiap yang tersembunyi tempat pengambilannya dan bersifat rahasia merupakan bentuk sihir". Sedang perkataan saharahu, juga bermakna khada'ahu (ia telah menipunya). "I

Imam Al-Qurtubi mengatakan, asal kata As-Sihru adalah At-Tamwiyatu bil-Khaili (memaling-kan sesuatu dengan cara yang cerdik). Yakni, orang yang menyihir memperlakukan simbol-simbol, lalu orang yang tersihir dikhayalkan pikirannya dengan simbol-simbol tersebut seperti seseorang yang melihat fatamorgana dari tempat kejauhan, kemudian menghayalkannya bahwa ia adalah air. Terambil dari sahirtush-shabiyya, apabila ia membujuknya. Lubaid mengatakan:

فَإِنْ تُسْأَلِئِنَ فِيْمَ نَحْنُ فَإِنَّنَا

عَصَافِيْرُ مِنْ هَذَا ٱلْأَنَامِ الْمُسَجِّرَ

Jika ditanya mengapa kami seperti ini, bahwasanya kami adalah yang tersihir menjadi burung-burung kecil ini.

Al-Lusi mengatakan: Asal kata As-Si<u>h</u>ru adalah bentuk masdar dari Sahara Yashuru (dengan men-fathah 'ain fi'il-nya), berarti bila menampakkan sesuatu yang samar, dan sesuatu yang samar tersebut terambil dari sesuatu yang asing. Lalu digunakan dengan sesuatu yang halus, lembut dan tersembunyi sebab-sebabnya. Maka yang dimaksud di sini adalah perkara asing yang menyerupai sesuatu yang luar biasa.<sup>2)</sup>

Si<u>h</u>raani فالوا سخزان نظاهرا (Q.S. Al-Qashaash [28]: 48) maksudnya ialah apa yang didatangkan kepada Musa dan apa yang didatangkan kepada Muhammad.<sup>3</sup>

1. Muhtaarush Shihhaah, him 288 Maddah, j. ...

3. Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 7 juz 20 hlm. 67.

Sedangkan As-Saharah adalah para tukang sihir Musa, seperti dinyatakan, الشَّعْرَةُ سُجُّدًا: Tuhantukang sihir yang tersungkur sujud. (Q.S. Thaaha [20]: 70)

Al-Musahhariin (التَسْتَحَرِيْنَ): Orang-orang yang kena sihir, dan Mashuur adalah orang yang akalnya terkena sakit gila. Yaitu, seperti kata orang: إِنَّ هُوَ إِلاَّ رَجُلًا بِهِ جِنْهُ, "dia tidak lain hanya orang yang terkena sakit gila". <sup>1</sup> Misalnya, قَالُوا (Q.S. Al-Hijr [15]: 15) maksudnya, Muhammad menyihir kita dengan tampaknya apa yang dia perlihatkan berupa ayat-ayat. <sup>2</sup>

## (السَخَارُ) As-Sa<u>h</u>aru

Firman-Nya, إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهَ خَاصِبًا إِلاَ وَال تُوطِ تَغَيْنَاهُمْ Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing, (Q.S. Al-Qamar [54]: 34)

Keterangan

As-Saḥaaru (النبخاز): Seperenam malam yang terakhir. Ar-Raghib berkata: النبخان dan i artinya bercampurnya kegelapan dari akhir dengan kejernihan siang. <sup>3)</sup> Menurut ayat tersebut bahwa datangnya siksa yang menimpa kaum Luth a.s. pada waktu sahur.

# (سَحَقَ) Sa<u>h</u>aqa

Firman-Nya, المُنْحُفَّا الْأَصْحُفَّا الْأَصْحُفَّا اللهُ Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaantah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Al-Mulk [67]: 11)

Keterangan

Suhqan, "kebinasaan", adalah ungkapan tentang jauhnya keselamatan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Seperti yang ditunjukkan oleh kata sahiiq, yang berarti jauh, sebagaimana bunyi ayat, تَنْوِي بِهِ الرَبِيْ فِي مَكَانِ سَعِيقٍ ...diterbangkan angin ke tempat yang jauh. (Q.S. Al-Hajj [22]: 31)

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 92.



<sup>2.</sup> Al-Lusi, Ruuhul-Ma'ani, juz 1 hlm. 338, Tofsir Ahkam, jilid 1 hlm. 67.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juž 15 film, 52,

Ibid, Jilid 5 Juz 14 hlm. 7; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-Israa' [17]: 47.

in: ی

Sahiiq: jauh (ba'iid). Yakni, sebagai perum-pamaan orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah. As-Sahqu ialah sesuatu yang ditumbuk dengan halus. Dan digunakan untuk obat-obatan (ramuan sebagai obat) bila ramuan tersebut benar-benar halus, lembut. Dikatakan, tersebut benar-benar halus, lembut. Dikatakan, المحفقة فانسخق الشؤن البالي (menjadi lunak, remuk). Sedang untuk pakaian dikatakan, المنافق الثون البالي (pakaian yang koyak, usang). Artinya perbuatan syirik adalah serangan yang sangat halus yang menodai kebersihan tauhid kepada Allah, yang membuat pelakunya jauh dari petunjuk dan rahmat-Nya.

## (السَاحلُ) As-Saahilu

Firman-Nya, إِنْ النَّابُوتِ فَاقَدُنْهِهِ فِي النَّمْ فَلَيُلْقِهِ ...maka letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi. (Q.S. Thaha [20]: 39)

Keterangan

As-Saahil: tepi (انشاعن). Asalnya dari (انخبين), yakni serbuk kikiran besi (baradahu). الخبين Yakni, jatuhnya serbuk kikiran besi menyisih. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani انساجن adalah tepi laut (pantai). Dikatakan demikian karena air mengalir ke tepiannya (sahilahu). المنافقة

# (سِخْرِيًا) Sikhriyya

Firman-Ñya, انْتُغْتُنْهُمْ سِغْرَانُ Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Arti selengkapnya berbunyi: Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka menyebabkan kamu lupa mengingatku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 110)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Sikhriyya dengan dikasrahkan sin-nya berasal dari As-Sakhiiru, artinya Al-Istikhdaamu (mempekerjakan sebagai pelayan), bukan berasal dari As-Sikhriyyah yang artinya Al-Huzu' (mempermainkan). 11

Secara bahasa kata sukhriyya dengan berbagai bentuknya, yaskharu dinyatakan di beberapa ayat, نَيْسَخُرُ قُومٌ مِنْ قَوْمٍ janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 11); begitu juga firman-Nya, بن غجبت Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 12)

Maksudnya, شَغْرَتُهُ dalam ayat tersebut ialah mengolok-olok, menyebut-nyebut aib dan kekurangan orang lain dengan cara yang menimbulkan tawa. Orang mengatakan: سَخَرَبُهُ yang artinya mengolok-olok. Dan بَخَرَبُهُ yang artinya ia mentertawakannya. Dan perkataan, هَرَيُ بِهِ وَ هَرَيْ مِنْهُ yang artinya 'mengejek'. Adapun isim masdarnya ialah وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيَةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغْرِيْةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِغُورِيْهُ وَالْسِغُرِيْةُ وَالْسِعُورِيْهُ وَالْسِعُورِيْهُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسُعُورِةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسُعُورِةُ وَالْسِعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورِةُ وَالْسُعُورِةُ وَالْسُعُورِةُ وَالْسُعُورِةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُهُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ وَالْسُعُورُةُ

Sukhriyyah, dapat juga terjadi dengan meniru perkataan atau perbuatan atau dengan isyarat atau mentertawakan perkataan orang yang diolok-olok apabila ia keliru perkataannya terhadap perbuatannya atau rupanya yang buruk. Maka, yaskharuun: Mereka memperolok-olok kepadamu.<sup>2)</sup>

Dan firman-Nya, البَنْجِدُ بَعْضَهُمْ بِعَضَا سَعُرُنا Agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. (Q.S. Az-Zukruf [43]: 32) yakni, العُضِرُة dalam ayat tersebut adalah "orang yang dipaksa bekerja".<sup>3]</sup>

Adapun Musakhkharaat, yang tertera di dalam firman-Nya, فَوَالشَّمْمَنُ وَالْقُعْرَوَالنَّجُومَ مَسْخُرَاتٍ بِأَمْرِهِ ...dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 54)

Maka, Musakhkharaat dalam ayat tersebut maksudnya ialah dihinakan dan tunduk kepada pengendalian-Nya, serta patuh pada kehendak-Nya.<sup>41</sup>

Pengertian tunduk, *Musakhkharat* pada benda-benda langit, dapat dilihat di beberapa

<sup>4.</sup> Ibid, plid 3 juz 8 hlm 169.



<sup>1</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm 108.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 232.

<sup>3</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 16 hlm. 108.

<sup>4.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 232.

<sup>5.</sup> Fothul Qadiir, plid 3 hlm 364.

<sup>1.</sup> Shafwaotut-Tofaasiir, jilid 3 hlm 156.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit, jilid 8 juz 23 hlm. 45.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 82.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ayat, di antaranya adalah tunduknya angin, وتَصْرِيفَ السَّمَاءِ وَالْشَعْابِ الْمَسْغَرِيْنِيَّ السَّمَاءِ وَالْرُوْقِ ...dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan burni.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 164); tunduknya matahari dan bulan dengan berjalan di garis edarnya masing-masing, وَسَغُورُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ ...dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan.... (Q.S. Az-Zumar [39]: 5)

Adapun At-Taskhiir, bentuk masdar dari Sakhkhara Yusakhkhiru, yang terdapat di dalam surat Ibrahim, مُتَّفِرُ وَسَغْرَتُكُمْ الْفُلْتُ لِبْجْرِي فِي الْبَعْرِيانُ مِنْحُرْتُكُمْ (Q.S. Ibrahim [14]: 32) berarti memudahkan dan menyiapkan. الأنهاز

## (سَخَطَ) Sakhatha

Firman-Nya, اتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ الله ...mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. (Q.S. Muhammad [47]: 28). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 162)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, As-Sakhatu dan As-Sukhtu ialah sangat marah yang menghendaki (mengeluarkan) hukuman.<sup>2]</sup> Artinya kemarahan Allah tidak muncul secara tiba-tiba, namun kemurkaan-Nya lantaran tidak menaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Begitu juga pelecehan yang diterima para utusan-Nya, juga membuatnya murka sehinga turunlah azab sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu.

# (مَنَدُأً) Saddan

Firman-Nya, فَجَعَلْنَا مِنْ يَبُنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفَهِمْ سَدًّا Pan Kami adakan di hadapan di belakang mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. (Q.S. Yasin [36]: 9)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Sadda adalah yang memisahkan dari antara dua hal (Al-<u>H</u>aajiz wal Maani' bainas Syai-aini).<sup>3</sup> Abu Su'ud mengatakan: "Ini adalah kesempurnaan

terhadap tamsil dan kesempurnaan bagi Nabi. Yakni, Kami jadikan di depan mereka penghalang yang besar dan begitu pula penghalang yang berada di belakang mereka". أو Dan Saddaini artinya dua buah gunung. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, خَيْ إِذَا لِمُنْ يَنْ السُّنْيْنِ Hingga apabila ia telah sampai di antara dua buah gunung... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 93)

## (سَدنْداً) Sadiidan

Sadiidan: Benar.

Firman-Nya, وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ...dan ucapkanlah perkataan yang benar. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 70) Baca *Qaala*.

## (مىڈڙ) Sidr

Firman-Nya, وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ فَلِيكٍ ...dan sedikit dari pohon sidr (sejenis pohon bidara) (Q.S. Saba' [34]: 16) dan بَسِدْرٍ مَعْضُودِ tak berduri. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 28)

# (الْسِنْرَةُ) As-Sidratu

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah pohon bidara. Mereka mengatakan bahwa pohon tersebut berada di langit ke tujuh di sebelah kanan Arsy. <sup>21</sup> Yakni, tempat yang dikunjungi Nabi Muhammad saw. ketika Mi'raj. <sup>33</sup> (Q.S. An-Najm [53]: 16)

Sidratul Muntaha dinamakan demikian karena kepadanya berakhir segala pengetahuan di dunia dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala.<sup>4</sup>

# (الْسُدُسُ) As-Sudusu

Firman-Nya, وَلاَ خَنْسَةِ إِلاَ هُوَسَادِسْهُمْ: Dan tidak ada pembicaraan lima orang, melainkan Dia yang keenamnya. (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 7)

Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *As-Sudusu* dan *As-Sudsu* adalah *Juz'un 'an Sittah* (bagian dari enam, seperenam), dan jamaknya أَسْدَاسُ Dan مُندِسُ الْقَوْمُ نِسْدُسُهُمْ, dengan didhammahkan,

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 joz 13 hlm. 15S.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 233.

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tofaasiir, jillel 3: hlm. 464

<sup>1.</sup> Ibid. iilid 3 hlm. 466.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., pilid 9 juz 27 hlm. 42

Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1431 hlm.

<sup>4.</sup> At-Tashul ti 'Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 382.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berarti mengambil seperenam harta mereka. Dan, مَنْ يَشْنِهُمْ يَشْنِهُمْ, dengan dikasrahkan berarti mereka menjadi yang keenam.<sup>1]</sup> Sedangkan saadisuhum yang tertera di dalam ayat tersebut artinya yang keenamnya, yakni Allah.

### (سُدَى) Suday

Firman-Nya, أَيْحَسَبُ الْإِنْمَانُ اَنْ يَبُرُكَ شَدُى Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 36)

#### Keterangan

Suday: hamalan (sia-sia).2] Ar-Razi menjelaskan bahwa انشدى (dengan didhammahkan sin-ابِنْ سَدَى, yakni muhmalah nya), dikatakan: membiarkan).3] Sedangkan (menelantarkan, Sudaa yang tertera di dalam ayat tersebut maksudnya ialah dibiarkan tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak diberikan tugas di dunia dan tidak akan dihisab. 4 Ayat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, bahwa manusia dengan kesibukannya di dunia benarbenar telah melalaikan pertanggungjawaban di akhirat; kedua, pertanyaan di atas meng-Al-Qur'an gugah para pembaca bahwa manusia benar-benar menjalani hisab, dengan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya.

#### (سَرَابٌ) Saraabun

Firman-Nya, فَاتَّغَدُ مَبِيلَهُ فِي الْبُحْرِ سَرَبًا ...lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 61)

#### Keterangan

Saraaban ialah tempat berjalan seperti sarab. Sedang As-Sarab artinya liang (lubang). Jadi air berada di atas liang itu bagaikan sebuah jembatan. المنافض مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُنْ مُونَ مُسْتَخَفِّم (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 10) Maka As-Saarib dalam ayat tersebut maknanya adalah yang tampak. Karena kata Saaraba, berarti pergi pada

jalannya. المشارة dalam ayat tersebut ialah yang menampakkan diri di siang hari.

As-Saraab juga berarti "fatamorgana". Imam Al-Maraghi menjelaskan, As-Saraabu adalah sinar matahari yang tampak di padang pasir pada waktu tengah hari, yang menyusup dan berlari di atas permukaan bumi seakan-akan ia adalah air. <sup>21</sup> Misalnya, وَسُبَرِتِ الْجِبَالْ فَكَانَتْ سَرَابًا (dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia. (Q.S. An-Naba' [78]: 20).

Maksudnya, setelah gunung-gunung tersebut hancur berserakan, tampak di tempatnya seolaholah gunung-gunung tersebut masih ada. Padahal, yang tampak bagai gunung-gunung adalah debudebu tebal yang membumbung tinggi di angkasa. <sup>3</sup>

Selanjutnya, beliau mengatakan, bahwa gunung-gunung tersebut yang tampak pada saat itu bukanlah sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Sebab ia telah berubah wujudnya menjadi fatamorgana bila dipandang dari kejauhan, dan tidak akan mendapatkannya bila mendekat. Sebab semua itu telah hancur menjadi debu beterbangan yang rata dengan tanah. 41

As-Saraab, juga berfungsi sebagai gambaran amalan orang-orang yang kafir, tanpa didasari iman, petunjuk agama, syariat Muhammad saw., dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun.... (Q.S. An-Nuur [24]: 39)

Disebut fatamorgana, lantaran amal tanpa dasar iman dan petunjuk Nabinya merupakan tipuan, kosong, tidak ada bekasnya, dan tidak ada balasan kebaikannya. Baca Habitha (Habithatha 'malahum).

#### (سَرَابِيُلٌ) Saraabiilu

Firman-Nýa, شَوَابِينَ تَقِيكُمُ الْغَنَّ , adalah baju yang dipergunakan untuk memelihara diri dari sengatan panas matahari. (Q.S. An-Nahl [16]: 81)

Keterangan

As-Saraabiil, bentuk jamak dari sirbaalun, yaitu pakaian yang terbuat dari kapas, rami, bulu

<sup>3.</sup> *ibid*, jilid 10 juz 30 hlm 10. 4. *ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 12.



<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 104 maddah المن د س lihat juga, Mu'jam Mufradot Alfoozhil Qur'an, hlm. 233.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 219.

<sup>3.</sup> Muhtoarush-Shihhah, him. 293 maddah تو دي begitu pula. yang artinya menelantarkan, mengabaikan. Lihat, *Kamus Al-Munawwir,* him. 622.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 29 hlm. 153.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm 174.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 74.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm 112.

# ·•

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



domba, dan sebagainya. Pakaian perang adalah baju besi. $^{\mathrm{IJ}}$ 

Dan firman-Nya, مَرَابِينَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ, adalah baju yang dipergunakan dalam melindungi diri dalam peperangan (baju besi). (Q.S. An-Nahl [16]: 81). Yakni, pakaian dalam peperangan; sedangkan: سرابيلَهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ, adalah pakaian mereka dari pelangkin (ter). (Q.S. Ibrahim [14]: 50) adalah pakaian yang menutupi penghuni neraka.

# (الْسِرَاجُ) As-Siraaja

As-Siraāj adalah sesuatu yang bersinar dan menerangi. اسراجا وَهُا اللهِ Q.S. An-Naba' [78]: 13) maka As-Siraaj maksudnya ialah matahari. Dikatakan, أَسُرِجُتْ السِّرَاخِ وَسُرُجَتْ كَذَاءً aku menjadikannya bersinar seperti matahari. 31

### (مسرح) Sara<u>h</u>a

Firman-Nya, ثشريخ بإخسان; Melepaskan dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229) Keterangan

تشریخ adalah adalah masdar dari بشریخ نشریخا. Yang artinya melepaskan sesuatu (irsaalusy-syai'). Di antaranya terdapat katakata, بشریخ البیخ , yakni, 'menguraikan rambut' , atau 'rambut yang terurai'. Dikatakan demikian karena ikatan rambutnya telah dilepaskan. Dan perkataan, شرخ البیخ , yang artinya melepaskan ternak untuk merumput. Sedangkan As-Saḥru, adalah sejenis pepohonan yang memiliki buah. Kemudian lafaz tersebut dipakai untuk arti melepaskan dalam hal mengembala ternak. <sup>4</sup> Sebagaimana dilukiskan dalam surat An-Nahl ayat 6: وَلَكُمْ فِينَا حِمَالٌ حِن تُرْحُونُ وَحِنَ نُسْرَحُونَ المحالية والمحالية 
Ar-Raghib Al-Ashfahani mengatakan, bahwa *At-Tasriih* dalam urusan thalak, adalah kata pinjaman dari تشريع الإيل (melepaskan unta), sebagaimana kata thalak dalam hal keberadaannya, juga kata pinjaman (*isti'arah*) dari إنطلاق iyu (melepaskan unta). <sup>11</sup>

Adapun maksud Tasriih bi-Ihsaan, "Pelepasan dengan cara yang baik" dalam ayat, الطَّلَقُ مَرَّانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيعٌ بِإِحْسَانِ وَلاَ يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأَخْذُوا مِمْنَا وَلاَ يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَخْذُوا مِمْنَا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229) maksudnya falah suami mentalak istrinya tiga kali, kemudian memberikan kepadanya hakhaknya yang berupa harta dan tidak pernah menyebut-nyebut lagi setelah berpisah. 21

### (الُسَرَدُ) As-Saradu

Firman-Ñya, أَنْ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وَقَبَرْقِ السَّرُدِ (yaitu) : (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya.... (Q.S. Saba' [34]: 11)

Keterangan

As-Sardu artinya anyaman. Maksudnya buatlah anyamannya menurut keperluan. Dan dikatakan, سَرَكُ وَزَرُدٌ وَالزَّرَاهُ seperti kata سَرَدٌ وَزَرُدٌ وَالزَّرَاهُ dan Al-Musrad adalah Al-Mutsqab (yang dilubangi). <sup>a</sup>J

# (سُرَادِقُهاَ) Suraadiquha

Firman-Nya, إِنَّا أَعْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارَا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا...bagi orang-orang yang zalim Kami sediakan neraka yang gejolaknya mengepung mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29)

Keterangan

Kata-kata ini digunakan sebagai permisalan dari kobaran api yang tersebar di segala penjuru (al-<u>h</u>ujratillati tuthiifu bil-fasaathiith), yang meliputi orang-orang zalim. <sup>5]</sup> Dan, شزادفي , adalah kata-kata Persia yang di-Arabkan (kata serapan). Artinya, "kemah". <sup>6]</sup>

# (سِرٌّ) Sirrun

أَمْ يَعْمَنَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سَرَهُمْ وَنَعِوَالْمُمَ . Firman-Nya Apakah mereka mengira Kami : بَلَى وَرَسَلُنَا لَدَيْهُمْ يَكَتُبُونَ

<sup>6.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 15 him. 141; Imam As-Suyuthi menjelaskan bahwa suraadiqua asalnya جرافر, yakni النقيز (pungutan, temuan). Dan yang lain mengatakan bahwa yang benar bahwa suraadiqua adalah bahasa Persia-nya برادر برادر (kirai, tenda). Lihat, Al-Itquan fi 'Uluumil Qar'an, juz 2 him. 112.



<sup>1.</sup> lbrd, jilid 5 juz 14 hlm. 120; dan, Saroabil, qumushun. Dan saraabilio toqiikum boʻsokum adalah ad-duruu' (bayu bes) (1811 shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 153; Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa dikatakan setrap sesuatu yang dikenakannya disebut. Lisaanul 'Aroab, jilid 11 hlm. 335 maddah اسريات

<sup>2.</sup> *lbid*, jilid 10 juz 29 hlm.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 235.

<sup>4.</sup> Ash-Shabuni, Tofsir Ahkom, jilid 1 hlm. 319.

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 55.

Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 229; Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1hlm. 320.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 1 juz 2 hlm. 169.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 8 juz 22 hlm 63.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., film. 235.

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 158; Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 141.

<u>.</u> E tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 80)

#### Keterangan

Sirrun (رُسِرٌ) dalam ayat tersebut ialah sesuatu yang dikatakan seseorang kepada dirinya sendiri, atau kepada orang lain di tempat sepi. المنظقة المنظقة : menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya. المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة

Sedangkan الشرايز, seperti firman-Nya, يؤمّ Pada hari ditampakkan segala rahasia. (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 9) adalah bentuk jamak dari أشريرة, yakni sesuatu yang tersembunyi di hati seseorang, seperti akidah, niat, dan hal-hal lain yang tersembunyi dalam hati. Al-Ahwash berkata:

> سَيَبَقَى لَهَا فِيُ مُصْمَرِ الْقَلْبِ وَ الْحَشَا سَرِيْرَةٌ يُوْمَ تَبْلَى الْسَرَائِرِ

"Rahasia cinta akan tetap tersimpan dalam hati, sekalipun pada hari ditampakkannya segala rahasia.41

# (سُرُورًا) Suruuran

Firman-Nya, فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَ ذَلَكَ الْيُومُ وَلَقَاهُمْ نَضَرَهُ : Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. (Q.S. Al-Insan [76]: 11)

#### Keterangan

Suruuran artinya kegembiraan. Berkata Ai-Hasan dan Mujahid, nadhrah (berseri-seri) yang tampak pada wajah mereka dan Suruur (kegembiraan) yang bertempat di hati mereka. المسرورة Dalam keadaan gembira. Sebagaimana firman-Nya, الله كان في أهله مسرورة Sesungguhnya dia dahulu bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir). (Q.S.Al-Insyiqaq [84]: 13)

### (شُرُرٌ) Sururun

Firman-Nya, قبها شرق مَرَقُوعَةُ Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 13)

#### Keterangan

As-Surur adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya شرية, artinya tempat duduk atau tempat tidur. Dan sebaik-baik tempat tersebut adalah yang letaknya tinggi di atas tanah. <sup>1</sup> Lihat juga (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 15)

## Sara'a (منبرء)

Firman-Nya, يَوْمُ تُشْقُقُ الْأَرْضُ عَلَيْمَ سِرَاعًا pada hari bumi terbelah menampakkan mereka (keluar) dengan cepat.... (Q.S. Qaaf [50]: 44)

### Keterangan

Ar-Razi menjelaskan bahwa أَنشُرَعَهُ adalah lawan dari اَنشُرَعَهُ (tenang). أَنْهُطَاءُ Dinyatakan: سَرُعُهُ سَرُعُهُ مَشْرَعَةً وَشَرْعًا – سرع فَهُوَ سَرِعَةً مَشْرَعًا وَ سَرع فَهُوَ سَرِعَةً مِنْهُ وَسَرَعَةً وَشَرْعًا – سرع فَهُوَ سَرِيَعَةً رَشَرَعًا وَ jamaknya وَفِي سَرِيَعَةً , jamaknya وَفِي سَرِيَعَةً

### (سَرِقَ) Saraqa

Firman-Nya, بْإِلا مَنِ اسْتَمْقَ فَاتَنْهَفَهُ شِهَاتٍ مْبِينٌ kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. (Q.S. Al-Hijr [15]: 18)

#### Keterangan

Istaraga: berasal dari kata As-Sariiqah dan Saraqah, yang menurut lugat ialah أخد الشيئ الفير على وجه الخفى, yaitu mengambil sesuatu secara tersembunyi. <sup>4</sup> Berkenaan dengan ayat di atas Imam Al-Maragi menjelaskan bahwa setan diumpamakan demikian karena mereka menyambarnya dengan mudah dari malaikat yang ada di langit. <sup>5</sup>1

## (سَرْمَدأَ) Sarmadan

Firman-Nya, قُنُ أَرْأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْتُمُ اللَّيلَ شَرَمَتَا Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam terus menerus sampai hari Kiamat.... (Q.S. Al-Qashash [28]: 71)

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 9 juz 25 him. 110 .

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 13 hlm. 74

<sup>3</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 16 htm. 123.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 111; Al-Kasvsyaaf, juz 4 hlm. 241.

<sup>5.</sup> Ibid, jihd 10 juz 29 hlm. 162.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 him 133.

عن رع Muhtaarush-Shihhaah, film. 296 maddah في ي

<sup>3.</sup> Mo'jam Al-Wasiith, juz 1 bab sin him. 427.

<sup>4.</sup> Al-Jurjani, Kitob At-To'rifoot, hlm. 118.

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, plid 5 juz 14 hlm. 12.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Sarmadan maknanya ialah Daa-iman (terusmenerus). <sup>11</sup> Dan segala sesuatu yang tidak mampu bertahan atau selain itu maka disebut Sarmadun. <sup>21</sup> Sedang As-Sarmadah dalam ayat tersebut maksudnya ialah yang terus-menerus dan sambung-menyambung. Tharafah mengatakan:

لَعْمُرِكَ مَاأَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّةٍ

نهَاري وَلاَلْيُلِي عَلَيَّ بِسَرْمَدَ

"Demi kamu, sungguh perkaraku tidak membuatmu berduka; tidak siangku, tidak pula malamku berlangsung terusmenerus". 31

### (سَرى) Saraa

Firman-Nya, واللَّيْل إِذَا يَسْرِ: dan malam bila berlalu. (Q.S. Al-Fajr [89]: 4)

Keterangan

As-Suray (الشَّرَى) adalah berjalan di malam hari (sairul-lail). Dikatakan: سرى وَأَسْرى. Dan ada yang mengatakan bahwa asray bukan berasal dari lafaz saray yasriy namun berasal dari أَسْرَاةُ yakni bumi yang luas (ardhun waasi'ah) yang asalnya dari wawu (مرو). Sebagaimana ucapan penyair: بسرو حمير أبوال البغالي به (berjalan di malam hari bersama himar Abu Al-Bighal).

Fa-asri bi-ahlika (كافَاسُرِباَهُكُ بِفَطْعٍ مِنْ النَّيْلِ) (Q.S. Al-Hijr [15]: 65): pergilah dan bawalah mereka pada malam hari. Dan kata asra di beberapa ayat penyebutannya selalu bermakna pergi di malam hari sebagaimana ayat tersebut; begitu juga peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw. dengan menggunakan kata Asray (berjalan di malam hari).

Di dalam surat Al-Anfaal ayat 67 dijelaskan bahwa *Al-Asraa* ialah kata dalam bentuk jamak dari *Asir* yang berasal dari kata *Al-Asra*. Orang yang diambil dari pasukan tentara di dalam perang dalam keadaan diikat, agar tidak lari. Kemudian, kata ini diartikan dengan orang yang

diambil dalam peperangan, meskipun tidak diikat.<sup>1</sup>

Firman-Nya, مُوْ الْذِي يَسْبَرُكُمْ فِي الْبُرُ وَالْبَحْرِ حَنَّى إِذَا كُنتُمْ (Q.S. Yunus [10]: 22) maka At-Tasyiir: menjadikan sesuatu, atau seseorang berjalan, dengan ditundukkan oleh Allah Ta'ala atau diberi kendaraan, baik berupa binatang atau kapal. <sup>21</sup>

# (سَرِتاً) Sariyyan

Firman-Nya, الْأَ نَعْرَبِي قَلْدُ جَعَالَ رَبُّكِ تُحْتَكِ سَرِبًا Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. (Q.S. Maryam [19]: 24)

#### Keterangan

Sariyyan, maksudnya ialah nahran yasriy (air sungai yang mengalir), dan isyarat kata tersebut ditujukan kepada 'Isa a.s.<sup>3</sup>

# (مَنطُخُ) Sathaha

Firman-Nya, وَإِنِّى الْأَرْضِ كَيْفَ سَطِعَتْ; Dan bumi bagaimana dihamparkan. (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]; 20)

#### Keterangan

Sathhul-Ardhi maksudnya ialah meratakan dan menghamparkan bumi sehingga bisa dihuni dan bisa dipakai untuk berjalan di atasnya. <sup>4)</sup> Dan المنطق الرجان berarti menelentang. <sup>5)</sup>

# (يَسْطُرُونَ) -Yasthuruuna (يَسْطُرُونَ)

Firman-Nya, ن والقلم وما يسطرون Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. (Q.S. At-Qalam [68]: 1)

#### Keterangan

As-Sathru dan As-Satharu ialah menyusun (ash-shaff) dari Al-Kitaabah (penulisan), dan المنطز فلانٌ كنا, ia telah menulis baris demi baris. المنطؤة ialah Maktuub (Yang tertulis). Secara umum disebut lauh mahfudz, seperti firman-Nya, نشطؤون Yang demikian itu telah tertulis di dalam

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 131: Muhtaorush-Shihhoah, hlm. 296 maddoh 293 — Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 236-237.

<sup>2.</sup> Ibnu Al-Yazidi, Ghariihul Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 139.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 7 juz 20 hlm 88.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 237.

S. Al-Maraghi, On. Cit., jilid S juz 14 hlm. 29.

<sup>1</sup> *Ibid*, jilid 4 juz 10 hlm. 23

Ibid , jilid 4 juz 11 hlm. 87.
 Mu'jom Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 237, As-Sariyyu artinya

sungai kecil (an-nahrush-shaghiir) Kamus Al-Munawwir, hlm. 630. 4. M-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 135; Al-Kasysyoof, juz 4

blm 247,

<sup>5</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, htm. 237.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 237.

<sup>7</sup> Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

# ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kitab (Lauh Mahfuz). Yang di antara isinya berupa ketetapan hukuman (siksa) bagi yang durhaka. Arti selengkapnya: Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakan sebelum hari Kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz). (Q.S.Al-Isra' [17]: 58)

Masthuur juga berarti "tetap terjaga" (mutsbatan mahfuuzhan) dari أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ أَسْمَارُ Seperti Firman-Nya, وَكُبِر مُسْمَارُ dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. (Q.S. Al-Qamar [54]: 53). Yakni segala amal perbuatan baik kecil maupun yang besar terjaga, tetap tertulis, yang menurut ayat tersebut adalah perilaku orang-orang yang menyesali atas dosanya, dan tidak kuasa mengingkari catatan buruknya.

# (شَطْأٌ) Satha-un

Firman-Nya, کَرْزَعِ أَفْرَعِ شَطَأَةُ: seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya.... (Q.S. Al-Fath [48]: 29)

#### Keterangan

Satha-a-hu (شطأة), adalah tunas (Al-Faraakh). Menurut Al-Jauhari, Sath-un adalah منطقة الزُرْع والثنات, artinya tanaman itu mengeluarkan tunasnya, sedang bentuk jamaknya adalah انشطاة.

## (سَعِيْدٌ) Sa'iidun

Firman-Nya, فَمِيَّهُ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. (Q.S. Huud [11]: 105)

#### Keterangan

As-Sa'du dan As-Sa'aadah ialah pertolongan perkara-perkara ilahiyah yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kebaikan dan lawan katanya ialah Asy-Syaqaawah. Dikatakan: سنمن سنمن (Allah telah memberi وأشفته للله وَرَجُلُ سَعِبُدُ وَقَوْمٌ سُغتاءٍ pertolongan kepadanya, laki-laki yang bahagia, dan kaum yang bahagia). 31

## (سُعِرَتُ) Su'-'irat

Firman-Nya, نَوْذَا الْجَعِيمُ سُفِرَتُ Dan apabila neraka jahim dinyalakan. (Q.S. At-Takwiir [81]: 12)

#### Keterangan

Su'-'irat': dinyalakan dengan nyala yang besar.<sup>1)</sup> As-Sa'ru adalah nyala api, dan فَدُ سَعْرَتُهَا وَاسْعَرْتُهَا (aku telah menyalakan api).<sup>2)</sup> Dan di antaranya neraka jahannam diungkapkan dengan, زَكْفَى بِحَيْنَمْ سَيِيرًا (يشعيرُنَّ : ...dan cukuplah bagi mereka Jahannam yang menyalakan apinya. (Q.S. An-Nisa' [4]: 55) (Q.S. Al-Isra' [17]: 97)

As-Sa'iir adalah bentuk Mudzakkar, dan, تَعْمُونُهُ الشَّدَيْدُ yakni اَلْتُوفُدُ الشَّدِيْدُ (bara api yang menyala-nyala). ال

## (شغر) Su'ur

Firman-Nya, إِنَّا إِذَا لَقِي صَلَالٍ وَمُنْعَى اللهِ sesungguhnya kalau kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. (Q.S. Al-Qamar [54]: 24)

#### Keterangan

As-Su'ur artinya kegilaan. Dari kata ini maka orang mengatakan; نَاقَةٌ مَسْعُورَةٌ, yakni, unta itu tidak mantap jalannya bagai unta gila. أ

## (شغى) Sa'ay

Firman-Nya, وَالْنِينَ مُعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِرِينَ أُولِيْكِ. Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. (Q.S. Al-Haj) [22]: 51)

#### Keterangan

As-Sa'yu asal maknanya ialah bersegera dalam berjalan, kemudian digunakan dalam arti bersegera dalam mengadakan perbaikan atau dalam mengadakan kerusakan. Dikatakan: سَعَى فِي , yang artinya, dia bersegera memperbaiki atau merusak si fulan. ألأمَّن فُلانَ

وَإِذَا ثَوْلًى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُبَلِكَ Firman-Nya, فَإِذَا ثَوْلًى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُبَلِكَ Pan apabila ia berpaling (dari kamu), الْخَرْثُ وَالنَّسْلُ

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfoazhii Qur'an, hlm. 237.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 222.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhii Qur'an, hlm. 238.

Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 53; dan dibaca dengan tosydid huruf 'ain-nya untuk menyatakan makna sangat (lil-muboaloghah). Al-Kasysyoof, juz 4 hlm. 223.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 238.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 173.

Al-Maraghi, Op. Cit., plid 9 juz 27 hlm. 91; Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 238.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 124

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 205)

Maka, As-Sa'yu berarti melangkah maju dengan cepat. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha. <sup>1</sup>1

Firman-Nya, فلكا بلغ معة الشغي ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamasama Ibrahim.... (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 102) Yakni, mendapatinya mampu dalam mencari sesuatu.<sup>21</sup>

ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا إِذَا نُودِي,Adapun firman-Nya ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا الْجَمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلْ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لِلصِلاَةِ مِنْ يُومِ الْجَمْعَةِ فَاسْعَوَا إِلْ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ال

Al-Hasan berkata: Demi Allah As-Sa'yu dalam ayat tersebut tidak dimaksudkan dengan berjalan kaki (As-Sa'yu 'alal-Aqdaam), yakni cepat-cepat dan terburu-buru, sebagaimana larangan dalam mendatangi tempat shalat karena berjalannya tidak dilakukan dengan tenang dan santai (As-Sakiinah wal-Waqaar), tetapi yang dimaksud dengan adalah kehadiran hati, mefungsikan niat dan menata kekhusyu'an. Qatadah berkata: فَاسَفُوا adalah memfungsikan hati yang disertai dengan amal anda. <sup>31</sup>

Orang Arab sepakat bahwa يَأْتِي artinya يَنْقِ artinya الله artinya الله artinya, أَنْقُ dengan makna الله (yang keras kemauannya, bersungguh-sungguh, terfokus). Hal ini diisyarat-kan oleh kata Dzaalikum, maka maksud As-Sa'yu adalah meninggalkan kesibukan dunia (tarkun yasyghilu minad-dunya). أ

# (مَنْفُبُ) Saghaba

Firman-Nya, اَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مُسْغَبَةٍ Atau memberi makan pada hari kelaparan. (Q.S. Al-Balad [90]: 14)

Keterangan

Masghabah adalah مُجَانَةٌ مُعْبَ الْرَجْن, apabila ia (laki-laki tersebut) dalam keadaan kehausan/ kelaparan. Ar-Raghib mengatakan; Dia adalah orang yang kelaparan dan dalam keadaaan lelah. <sup>51</sup>

## (سَفَرَةٌ) Safarah

Firman-Nya, بَأَيْدِي سَفَرَةِ: di tangan para penulis (malaikat). (Q.S. 'Abasa [80]: 15)

Keterangan

Safarah (سَفَرَةُ) pada ayat tersebut ialah kata dalam bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya سَفَرَ , yang diambil dari perkataan orang Arab, سَفِيْرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فَمَا أَدْعُ الْسَفَارَةُ بَيْنَ فَوْمِي

وَلاَ أَمْشَىٰ بِغَشَ إِنْ مَشِيْتَ

"Aku tidak pernah mengutus seorang duta kepada kaumku (selalu mendengar pengaduan mereka secara langsung), dan aku tidak pernah menipu jika berusaha".<sup>21</sup>

Yang di maksud "utusan" dalam ayat tersebut adalah para malaikat dan para nabi. Sebab mereka adalah perantara Allah dan makhluk-Nya dalam menjelaskan pesan yang dikehendaki oleh-Nya, sekaligus yang menjadi juru damai.<sup>3]</sup>

# (سَفَعَ) Safa'a

Firman-Nya, نِنْ لَمْ يَلْتُهِ تَنْسَفَمْنَ بِالنَّاصِيةِ Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya *kami tarik* ubunubunnya. (Q.S. Al-'Alaq [96]: 15)

Keterangan

As-Saf'u: menarik dengan sekuat tenaga.<sup>4</sup> Dikatakan: شَفَعَ بِعَضُو مِنَ أَعْضَائِهِ: قَبِصَ عَلَيْهِ menarik dengan menggiigit seraya وَجَدَبَ يِهِ

# (سَفَكَ) Safaka

Firman-Nya, يَسْفِكُ الَّبِمَاءُ: Mengalirkan darah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 109

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 239.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 18 hlm, 67-68.

<sup>4.</sup> Hosiyatush-Shaowiy 'ala Tafsir Jalalain, juz 6 hlm. 165.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 hlm 161 Penjelasan yang sama, =

<sup>=</sup> lihat juga dalam surat Al-Balad (90): 14, *ibid*, µlid 10 juz 30 hlm. 161; Masghabah, Mujao'ah (kehausan),Uhat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 225.

Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 41, Sofarah, Al-Malaa-ikah. Bentuk tungganya, soafir. Dikatakan, safaratu berarti ashlahtu bainahum (aku bikin perdamaian di antara mereka). Dan dijadikan malaikat apabila turun membawa wahyu Allah dan menyampaikannya seperti seorang utusan, perantara(os-sofiir)yang menciptakan kedamaian di tengah-tengah kaumnya. Lihat, Shahih Al-Bukhari, pilid 3 hlm 222.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 htm. 42.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 43.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 201.

<sup>5.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab sin hlm. 433.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

As-Sakbu, As-Safhu dan As-Safak, mempunyai arti yang sama yakni mengalirkan atau menumpahkan.<sup>13</sup>

### (سَفَلَ) Safala

Firman-Nya, وَالرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنْكُمُ sedang kafilah itu berada di bawah kamu. (Q.S. Al-Anfal [8]: 42) Keterangan

Menurut Ar-Raghib, As-Siflu (الْسَفَلَ) adalah lawan dari Al-'Uluwwu (الْعَلَوُ), "tinggi". Sedang asfalun lawan dari a'laa (lebih tinggi). Sedangkan suflaa berlawanan dengan سَفْلَةُ وَ سِفْلَةُ وَ سِفْلَةً وَ سِفْلَةً وَ مِطْلَقًا لِلْلُسِ adalah sebutan yang ditujukan terhadap orang rendahan, orang jelata.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, seruan orang-orang kafir dinyatakan dengan seruan yang rendah, tidak ada nilainya, seperti firman-Nya, السُفَقَى dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. (Q.S. At-Taubah [9]: 40) yakni, orang-orang kafir adalah orang-orang yang dalam kategori suflay, orang rendahan.

Sedangkan الأَسْقَلِينُ: Orang-orang yang hina. Yakni, mereka yang melakukan tipu muslihat, seperti firman-Nya, غَاْرَادُوا بِهِ كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْقَلِينَ Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orangorang yang hina. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 98)

# (الْسَفِيْنَةُ) As-Safiinah

Firman-Nya, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ شَاكِمًا: Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidir melobanginya.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 71)

Keterangan

As-Safiinah ialah kapal, dan jamaknya أَلْشَيْنِنَ, sedangkan pemiliknya disebut اَلْشَقْانُ. Ibnu Duraid berkata: اَلْشَفْنِنُ adalah wazan قَمِيْنَةُ dengan makna فَعِيْنَةُ, yakni, seakan-akan airlah yang membuatnya berlaju. <sup>3</sup>

# (سَفَاهَةُ) Safaahatun

قَالُ الْلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لِنُزاكِ فِي Firman-Nya, Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya: سَفَاهَةُ

1. Tofsic Al-Moraghi, jilid i juz 1 hlm. 77.

عى ف ي Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 303 maddah

berkata: "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam kedaan kurang akal...." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 66)

Keterangan

Kata السُفَهَاء yang tertera di dalam ayat di atas adalah kurang akal, sedangkan as-sufahaa-u yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 5 (وَلانُوْتُوا السُفَهَاء أَمُوالكُمُ ): Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya... (Q.S. An-Nisa' [4]: 5)

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa as-safihu lawan dari al-hilmu (dewasa), dan dikatakan: bahwasanya suatu kebodohan jika seseorang tersebut banyak minum air sedang ia tidak memperhatikannya. <sup>11</sup> Maksud As-Sufahaa' dalam ayat tersebut adalah orang yang belum sempurna akalnya, ialah anak yatim yang belum balig atau orang yang tidak dapat mengatur harta bendanya. <sup>21</sup> Sedangkan عنه (Q.S. Al-Baqarah [2]: 130) ialah membodohi diri sendiri atau menghina diri sendiri. <sup>31</sup>

As-Sufahaa'u adalah lafaz dalam bentuk jamak, sedang bentuk tunggalnya سنينة, artinya orang yang menyia-nyiakan harta dengan menginfakkannya kepada hal-hal yang tidak semestinya dibeli (dikonsumsi). Asal katanya adalah As-Safahu, artinya ringan dan goncang. Berdasarkan pengertian ini, dikatakan رَمَنُ , apabila kondisi zaman tersebut ditandai dengan banyaknya kegoncangan (zaman edan). Kemudian, dikatakan, مَوْتُ سَمَيْة, artinya pakaian yang jelek tenunannya. Kemudian kata ini dipakai untuk pengertian 'kurangnya kecerdasan akal di dalam mengatur harta', dan makna inilah yang dimaksud di dalam ayat di atas. 41

ibnu Jazay Al-Kalbi menjelaskan bahwa سَفَهَا adalah kata jamak, dan bentuk mufradnya سَفَهَا, yakni An-Naaqisul-'Aqlu (kurang akal, bodoh). Safiihun, juga ditujukan kepada orangorang yang mubazir dalam hal menggunakan hartanya. Dan bagi orang-orang kafir dan munafik, dinyatakan sufahaa', yakni kelompok orang yang tidak mempergunakan akal-pikirannya. <sup>5</sup>

<sup>5.</sup> Kitab At-Tashiil juz 1 hlm. 21.



<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., Mm. 240; lihat, Komus Al-Munowwir, Mm. 638.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, plid 1 juz 1 hlm 144

Depag, Al-Qur'on don Terjemphonnya, catatan kaki no. 268 hlm.

 <sup>115.
 16.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 1 juz 1 hlm. 218.

<sup>4</sup> Tofsir Al-Qurtubi, pilid 1 juz 1 hlm 144.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (سَقَطَ) Sagatha

Firman-Nya, وَإِنْ يَرَوْا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka mengatakan: Itulah awan yang bertindih-tindih". (Q.S. Ath-Thuur [52]: 44)

#### Keterangan

Suqitha fi yadihi dan Usqitha fi Yadihi, keduanya mempunyai kesamaan arti, yakni "menyesal". Orang mengatakan: فَلانْ مَسْقَوْطٌ فِي يَبِهِ وَ فَلانْ مَسْقَوْطٌ فِي يَبِهِ وَ, artinya "si fulan menyesal". أَنْ يَبِهِ

Firman-Nya, أَوْ تُسْتَهِطُ السُّمَاءُ كُمَّا رُعَمْتُ عَلَيْنَا كِسَفًا Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana yang kamu katakan.... (Q.S. Al-Isra' [17]: 92)

## (الَسُقُفُ) As-Suquf

Firman-Nya, وَجَعَلْنَا السِّمَاءَ سَقُفًا مَعَفُوطًا; dan Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 32)

#### Keterangan

As-Suquf (السَقَفَ), dengan sin dan qaf yang keduanya didammahkan, adalah kata jamak dari معقف , yakni "atap". Wazannya sebagaimana kata زخن sebagai bentuk jamak dari زخن sebagai bentuk jamak dari زخن sebagai bentuk jamak dari زخن sebagai bentuk jamak dari منائل بنيانهم من القواعد فخر عليهم السَقْف من فوفيم ...maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap itu jatuh menimpa mereka dari atas.... (Q.S. An-Nahl [16]: 26)

Sedangkan firman-Nya, والشقف الكَرْفُوع (Q.S. Ath-Thuur [52]: 5) maksudnya adalah *As-Samaa'* (langit). <sup>3)</sup>

## (سَقِيْمٌ) Saqiim

Firman-Nya, هُفَانَ إِنِّي سَقِيمُ Kemudian dia berkata: "Sesungguhnya aku sakit". (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 89)

#### Keterangan

As-Saqmu dan As-Suqmu ialah sakit yang secara khusus menimpa badan.<sup>4</sup>

# (السَفَايَةُ) As-Siqaayah

Firman-Nya, فَلَكَا جَهُرُهُمْ بِجَهَارُهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةُ فِي رَحُل Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. (Q.S. Yusuf [12]: 70)

#### Keterangan

As-Siqaayah: tempat minum. Tempat ini biasa digunakan untuk memberi makanan kepada orang-orang. Jika diukur dengan sukatan Mesir sama dengan satu seper dua belas *irdah* Mesir (satu irdah kurang lebih 24 gantang). Tempat minum inilah yang disebut dengan piala raja. <sup>11</sup>

Di dalam surat At-Taubah ayat 19, dijelaskan bahwa As-Siqaayah ialah tempat minum yang diberikan kepada orang-orang pada musim haji dan lainnya. Maka siqayah Abbas ialah sebuah tempat di Masjidil haram, ketika orang-orang diberi air minum, yang letaknya di sebelah selatan sumur zamzam. Pemberian minum (As-Siqaayah) dimaksudkan suatu pekerjaan, seperti halnya menjaga Baitullah.<sup>2)</sup>

Begitu juga kata Suqyaaha (سُفَيَاهَا), "meminumnya" yang tertera di dalam Firman-Nya: فقال لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَافَةَ اللّٰهِ وَسُفَيَاهًا: Lalu Rasul Allah (saleh) berkata kepada mereka: "(Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".(Q.S. Asy-Syams [91]: 13)

# (سَكَتَ) Sakata

Firman-Nya, وَلَا سَكِتَ عَنْ مُوسَى الْفَصْبُ أَخَذَ الْأَلُواح Sesudah amarah Musa menjadi redah, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 154)

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 3 juz 9 hlm. 67; penjelasan tersebut diambildari surat Al-A'raar [7]; 149.

<sup>2.</sup> Ibid. plid 9 puz 25 hlm. 82

<sup>3</sup> Shahih Al-Bukhari, yilid 3 hlm. 199.

<sup>4.</sup> Lihat, Mu'jom Mufrodot Alfaazhil Qur'an, hlm. 241.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., yılıd 5 juz 13 him. 18-19.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 film. 76.

<sup>3.</sup> Ibid, jdid 5 juz 14 hlm 16.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

As-Sukut menurut bahasa berarti tidak berbicara (diam), dan di sini dikaitkan dengan Al-Ghadhab (marah), dengan mempersonifikasikan marah itu sebagai seorang manusia yang kuat dan punya kepemimpinan hebat, memberi perintah dan larangan serta dipatuhi.<sup>1</sup>

## (منكرَ) Sakara

Firman-Nya, وَمِنْ نَمْرَاتِ النَّجِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتْجِيْرُونْ مِنْهُ Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik.... (Q.S. An-Nahl [16]: 67)

Keterangan

As-Sakaru dalam ayat tersebut adalah apaapa yang diharamkan dari buahnya.<sup>2</sup>

Firman-Nya, لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَيُونَ (Q.S. Al-Hijr [15]: 72) Maka, Sakratuhum maksudnya kesesatan mereka.<sup>31</sup>

Firman-Nya, وَنَى النَّامَ شَكَارَى وَمَا هُمْ بِسَكَارَى وَلَكَنَّ ...dan kamu lihat manusia dalam ... عَدْاتِ اللَّهِ شَبِيدٌ ...dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. (Q.S. Al-Hajj [22]: 2)

Menurut Ar-Raghib, As-Sukru adalah keadaan yang menghalangi antara seseorang dan akalnya; kata As-Sakru seringkali dipergunakan dalam hal minuman. 41 Dan, Wamahum bi-Sukaara dalam ayat tersebut, maksudnya mereka tidak mabuk oleh minuman namun karena goncangan hari Kiamat dan kedahsyatannya hingga hilanglah akal mereka disebabkan takut terhadap azab-Nya. 51

Firman-Nya, وَجَاءَتُ سَكُرَةُ النَّوْبُ بِالْحِقُ ذَلِكَ مَا كُنْتَ Dan datanglah sakratul maut dengan :مِنَهُ تَجِيدُ sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya. (Q.S. Qaaf [50]: 19)

Maka, منكرة الموس berarti kebingungan dalam menghadapi kematian karena akal sudah terhalangi, tidak berfungsi lagi sebagaimana layaknya, yang berarti "dahsyatnya kematian". Firman-Nya, وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ طَلَعُوا أَنْفُسَهُمْ dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri.... (Q.S. Ibrahim [14]: 45)

Keterangan

As-Sakiinah (اثنيكينة) adalah diam, tenang dan teguh (as-sukun wa ath-thuma'niinah wa ats-tsubut). ال As-Sakiinah ialah bentuk kejiwaan yang tercapai karena ketenangan dan ketenteramannya. Yaitu, kebalikan dari kegundahan. Kadang-kadang diartikan dengan tingkah laku yang baik dan kesopanan. (Q.S. At-Taubah [9]: 26)

Tuskinuu fiihi, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, يَأْتِيكُمْ بِلَيْلُ تَسْكُنُونَ فِيهِ (Q.S. Al-Qashaash [28]: 72) Maksudnya ialah kalian tetap di dalamnya, seperti di dalam kerja keras.<sup>3</sup>)

Firman-Nya, وله ما سَكُنَ فِي اللَّئِلِ والنَّهَارِ (Q.S. Al-An'aam [6]: 13) Maka, Sakana: diam lawannya adalah gerak. Di sini terdapat kinayah (sindiran) bagi lawannya yang tidak disebutkan. Maka artinya, "Kepunyaan Dia-lah apa yang diam dan yang bergerak". Seperti juga firman-Nya, Wa Saraabiilu Taqiikum, "...Pakaian yang memelihara kalian dari panas (dan juga dari dingin)". (Q.S. An-Nahl [16]: 81)<sup>4</sup>

Sakanun, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, فَالِمَ الْإِصِيَاحِ وَجُعِلَ اللَّيْلَ سَكُا (Q.S. Al-An'aam [6]: 96) Maksudnya ialah diam; apa yang didiami berupa tempat, seperti rumah, dan berkenaan dengan waktu, seperti malam hari; apa yang membuat manusia menjadi tenang, seperti istri atau kekasih. 51

Firman-Nya, الْمَعْلَقُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَةُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَةُ Firman-Nya, الْمُعَلِّقُ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَةُ (Q.S. Al-Furqaan [25]: مَسَاكِنَا ثُمْ جَعَلَنَا الشَّمَسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (A5) Maka, Saakinan berarti daa-iman (diam, tak (diam, tak bergerak, tetap di tempatnya).

Sedang, Fa-askannaahu fil ardhi, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, وَأَتْرَلْنَا مِنَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: الشَمَاءِ مَاءَ بِفَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ (R.S. Al-Mu'minuun مازم) Maksudnya, Kami jadikan air itu menetap di bumi.<sup>7]</sup>

<sup>(</sup>سَكَنَ) Sakana

<sup>1.</sup> Ibid. jilid 3 juz 9 hlm. 77

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 153.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghr, pllid 5 juz 14 hlm. 29

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 242.

<sup>5.</sup> Shafwootut-Tafaasiir, jihd 2 hlm. 280.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 3 Mm. 217

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 ruz 10 hlm. 85

<sup>3.</sup> fbid, jilid 7 juz 20 hlm. 88

<sup>4.</sup> thid, jitid 3 juz 7 hlm 84.

<sup>5. /</sup>bid, jilid 3 juz 7 hlm. 196.

<sup>6.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 173.

<sup>7.</sup> Al-Maraghi, Op. Crt., jilid 6 juz 18 hlm. 13.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (سَكَيْنٌ) Sikkinan

Sikkinan (سَكَنَّةُ): Pisau.

Firman-Nya, نوءاتتْ كُلُ وَاجِدَةٍ مَنْهُنَّ سِكَينًا ...dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan). (Q.S. Yusuf [12]: 31)

### (نَسُلَتُ) Yaslibu (سَلَتُ)

وَإِنْ بَسَلَيْهُمْ الدُّبَاتِ شَيْنًا لا يَسْنَنَفَدُوهُ ...dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu.... (Q.S. Al-Hajj [22]: 73)

Keterangan Baca Ad-Dubaabu; Thalaba (At-Thaalib wa 'l-Mathluub).

# (سَلَخَ) Salakha

Firman-Nya, النَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُعَالِمُ اللللْمُ الْمُلِمُ الْمُلِمُ الْمُلِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللَ

Keterangan

As-Salkhu (السَنَخَ) adalah mengelupas, menguliti (Al-Kasyfu wa An-Naza'u). Misalnya: Salakhuu fiha. Dan dikatakan: سَنَغَ الْجَرَرَ جَلَدَ , artinya mengelupas kulit dari dagingnya, menguliti. المُنابِ

Sedang, *Naslakhu* maksudnya ialah salah satu dari keduanya (siang dan malam) Kami dahulukan dari yang lain dan salah-satu dari keduanya berjalan (di tempatnya).<sup>2</sup>

Asal kata As-Salkhu adalah melamus kulit kambing dan semisalnya. Dan di sini digunakan untuk arti menyingkap cahaya dari tempat yang mengalami gelapnya malam dan tempat jatuhnya bayang-bayang malam.<sup>31</sup>

Firman-Nya, واتن عليهم ثبا الَّذِي واتبناه ماياتنا (Q.S. Al-A'raaf [7]: 175) Maka, Insilaakhuhu yang tertera di dalam ayat tersebut maksudnya kekafiran dia terhadap ayat-ayat, dan membuangnya ke belakang punggungnya. Orang mengatakan, tentang siapa saja yang meninggalkan sesuatu, sedang di dalam hatinya

tidak mempunyai niat sama sekali untuk kembali kepadanya. Dikatakan *insalakha minhu*. <sup>1</sup>1

Pernyataan dengan menggunakan kata insilaakh, memuat isyarat bahwa pengetahuan mereka mengenai tauhid hanyalah sebatas lahiriyah, tidak merasuk ke hati sanubarinya.<sup>2</sup>1

أَوْذَا اَنْسَلَغَ الْأَشْهَرُ الْخُرْمُ (Q.S. At-Taubah [9]: 5) ialah habisnya bulan-bulan dan keluarnya dari padanya. Dikatakan, سَلَخَ فَلانُ الشَّهْرُ وَ اَنْسَلَخُ مِنْهُا, yang artinya "si fulan menghabiskan masa sebulan, dan terputuslah dia dari bulan itu. Penyair berkata:

أذًا مَا سَلَحْتِ الشَّهُرُ أَمْلُكُتْ مِثْلُهُ

كُفِّي قَاتِلَى سَلِّحَى الشَّهْوُرُ وَ اهْلالَي

"Apabila suatu bulan telah tertanggal (lewat) kulewatkan lagi satu bulan lainnya. Cukuplah menjadi pembunuh saya, masa saya menghabiskan bulan-bulan itu". <sup>3)</sup>

## (سَلْسَيْنُ) Salsabiilu

Salsabiilu adalah minuman yang lezat. Orang Arab mengatakan, هذا شرَابٌ سلَسلٌ وَ سلمينٌ , yakni minuman yang harum baunya serta lezat. Begitu juga, وَ سلَمَينِلُ Air itu mengalir (membasahi) pada kerongkongan. Berkata Ibnul 'Arabi: "Aku belum pernah mendengar kata Salsabiil selain yang terdapat di dalam Al-Qur'an". Seakan sumber ini dinamakan Salsabiil, karena ia bening dan mudah mengalir di kerongkongan. Dan contohnya adalah perkataan Hasan bin Tsabit:

يْسْقُوْنَ مِنْ وَرَدِ الْبَرِيْصِ عَلَيْهِمْ كَأَسَاْ يَصَفِقُ بِاللَّرَجِيْقِ السَّلْسَاءُ

"Mereka memberi minuman khamr yang bercampur khamr murni yang nikmat, kepada orang yang pada mereka terdapat kilauan". 41 (Q.S. Al-Insan [76]: 18)

# (سلْسلَةً) Silsilatun

Firman-Nya, نَمْ فِي سَلْسَلَةِ دَرْعُهَا سَيْعُونَ دَرَاعا فَاسْلَكُوهُ kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (Q.S. Al-Haqqah [69]: 32)

<sup>1.</sup> Shofwaqotut-Tafaasur, jihd 3 him. 13.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 nlm. 184.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 23 hlm. 8

<sup>1.</sup> *tbid*, µlid 3 juz 9 hlm. 106.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 3 juz 9 hlm. 108.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 57.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm 169; Al-Kasysyaat, juz 4 htm. 198.

# ~+(

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Silsilatun (بنيسلة), adalah kata dalam bentuk mufrad (tunggal), dan bentuk jamaknya adalah salaasiilu (سنلاسن), yang artinya rantai. Pada ayat lain ia berfungsi sebagai belenggu yang disediakan buat orang-orang kafir. Sebagaimana, firman-Nya: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Al-Insan [76]:

## (سُلُطَانٌ) Sulthanun

Firman-Nya, الأ تَفَقَدُونَ إِلاَ بِمِثْلِمَانِ : ...Kamu (jin dan manusia) tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 33)

#### Keterangan

As-Sulthaan artinya "penguasa". Dikatakan: سَلَطَةُ عَلَيْهِ. Yakni, tahakkama wa tamakkana wa saithara (menempatkan, mengokohkan dan menguasai). Misalnya, وَالْكِنُ اللهُ يَسْلِطُ رُمِنَاتُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (Q.S. Al-Hasyr [59]: 6). Sebuah jabatan yang berbekal kekayaan, ilmu, dan pengikut. Seorang sulthan memiliki wewenang dan keputusan. Sebuah jabatan yang berotoritas terhadap seperangkat hukum yang dikeluarkan.

Makna As-Sulthaan, yang merujuk kepada manusia, misalnya: وَمَنْ فَتَل مَطْلُومًا فَقَدَ ا جَمَلُنَا لَوَلِيَهِ سَلْطَا (Q.S. Al-Israa' [17]: 33) berarti kekuasan dan kemampuan untuk mengalahkan. الإهلام Yakni, wali korban pembunuhan dengan cara aniaya mempunyai hak kuat untuk membalas. Meminta denda atau memberi ampunan kepada pembunuhnya.

Adapun sulthan berarti "bukti", maksudnya adalah "keterangan yang memperkuat kenabian", seperti dinyatakan, نوناكان لَنَا أَنْ تَاْتِيكُمْ سِنْطَانِ إِلاَيْإِذْن الله dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti melainkan atas izin Allah. (Q.S. Ibrahim [14]: 11)

## (سَلْفَ) Salafa

Firman-Nya, نَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقًا وَمَثَلَا لِلْأَخِرِينَ Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 56)

#### Keterangan

Salafan (سنف), maksudnya teladan bagi orang-orang kafir yang hidup sesudahnya.<sup>3)</sup> Dan aslafa berarti yang telah berlalu, seperti yang tertera di dalam firman-Nya, مُثَالِثَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ مَا Di tempat itu (padang Mahsyar), tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah Pelindung mereka yang sebenarnya... (Q.S. Yunus [10]: 30)

## (سَلُقَ) Salaqa

Firman-Nya, فَإِذَا ذَمِنَ الْخُوفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جِدَادٍ dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. (Q.S. Al-Ahzab [33]; 19)

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 htm. 95.



<sup>1.</sup> Mu'jani Al-Wasiith juz 1 bab sin blm 443.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jihd 5 juz 14 hlm. 20

<sup>1</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 31.

<sup>2.</sup> *Ibid* , jilid 4 juz 12 hlm. 78.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

As-Salqu ialah menyakiti dengan cara kekuatan adakalanya dengan tangan atau dengan lisan. Dikatakan, سَنَقَ إِمْرَاتُهُ, apabila ia menyakiti istrinya dengan tangan dan lisannya. أ

#### (سَلُك) Salaka

أَنَّ اللَّهُ أَنْوَلُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءُ فَسَلَكَهُ يِنَابِعٍ فِي ....sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi.... (Q.S. Az-Zumar [39]; 21)

#### Keterangan

Salaka, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya: وسَلك لكُمْ فِيهَا سَبْلًا (Thaaha [20]: 53) berarti memudahkan. $^{21}$ 

Firman-Nya, نما سلككُمْ في شقر "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 42) maka, Ma salaka-kum; apa yang memasukkanmu. Engkau katakan, سلك الخيط في تُقْبِ الْعَيْقِ مِنْ الْعَيْطِ فِي تُقْبِ الْعَيْقِ وَالْعَالِيَّةِ الْعَيْقِ وَالْعَالِيَّةِ الْعَيْقِ وَالْعَالِيَّةِ الْعَيْقِ وَالْعَالِيَّةِ الْعَيْقِ وَالْعَالِيَّةِ الْعَيْقِ وَالْعَالِيَّةِ الْعَيْقِ وَالْعَيْقِ وَالْعَالِيَّةِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ الْعَيْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

Sedang, Faslukuuhu, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, غَرْقُ سِلْسِلْةِ ذَرْعُهَا سَيْعُونَ (Q.S. Al-Haqqah [69]: 32) maksudnya ialah letakkanlah dia di dalamnya, hingga seakan dia adalah tali yang dimasukkan ke dalam lubang jarum dengan susah payah karena sempitnya lubang itu, baik tali itu meliputi lehernya maupun seluruh badannya dengan dilipatkan ke leher. Dikatakan, سَنَاكُنُهُ الطَّرِيْق, apabila aku memasukkan dia ke jalan. أ

# (سَلُلُ) Sallala

Firman-Nya, الذين يتسلّلون منكم لواذا: orangorang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu (Q.S. An-Nuur [24]: 63)

#### Keterangan

At-Tassallul ialah keluar dari rumah secara bertahap dan sembunyi-sembunyi. <sup>51</sup>

# (سُلاَلَةٌ) Sulaalatun

Firman-Nya, ئُمُ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ مُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَجِينِ: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina. (Q.S. As-Sajdah [32]: 8)

#### Keterangan

As-Sulaala ialah apa-apa yang dicabut dan dikeluarkan dari sesuatu. Kadang bersifat disengaja, seperti saripati sesuatu seperti buih susu, kadang pula bersifat tidak disengaja, seperti tahi kuku dan debu rumah. أنسل Ban dikatakan: انْسان -apabila keluar secara sembunyi, فُلاَنٌ مِنْ بَيْنَ الْقَوْمِ يَعْدُو sembunyi dalam keadaan lari. Sedangkan السُّلالَة, menurut Al-Farra' adalah sesuatu yang dikeluarkan dari tiap-tiap debu (turbah), Menurut adalah sesuatu yang الشلالة Abu Al-Haisyam keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan sebagaimana mengeluarkan sesuatu secara jernih (ثنية). Dan seorang anak dinamakan yang demikian itu karena diciptakan dari سليلا sesuatu yang jernih (الشُلالة). Dan شلالة الشَّيَّة, adalah sesuatu yang keluar darinya, dan An-Nuthfah adalah Sulgalatul-Insgan.21

## (سَلاَمٌ) Salaamun

Firman-Nya, وَإِذَا جَاءِكَ النَّبِينَ يُوْمِتُونَ بِأَيْانِنَا فَقَلَ, Apabila orangmicromang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamunalaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (Q.S. Al-An'aam [6]: 54)

#### Keterangan

As-Salaam dan As-Salaamah ialah bebas dan selamat dari berbagai penyakit dan cela. Kata As-Salaam digunakan dalam ucapan selamat yang berarti selamat dari segala hal yang buruk. Juga berarti jaminan keselamatan dari segala penganiayaan bagi orang yang diberi ucapan selamat para penghuni surga: dari Tuhan kepada mereka, dari malaikat kepada mereka dan sesama mereka sendiri. <sup>31</sup>

Di dalam *Mu'jam* dijelaskan bahwa أسَيَنَامُ adalah *Al-Islaam* (tunduk), dan juga berarti perdamaian (انصُلَغ), dan juga berarti lawan

<sup>1</sup> *Mu'jum Mufrodat Alfoozhd Qur an*, Elin. 245, Ar Razi menjelaskan bahwa, dikatakan, مثلية إلى berarh المنا (menyakitinya), yakni sakitnya ucapan dilakukan oleh lisan. Lihat, *Mohimush Shihhadh*, hlm. 310 *maddah* 

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 16 hlm. 117.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm 139

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 Mm. 58

<sup>5</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 139.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 7; Lihat, surat Al-Mu'minuun [23]: 12.

<sup>2. (</sup>bnu Manzhur, Lisounut 'Aroob, jilid 11 hlm. 339 maddah بيل ل

<sup>3</sup> Tafsır ai-Maraghi, jihd 3 yuz 7 hlm. 137.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dari peperangan (جلاف الخزب), yakni meletakkan senjata, seperti firman-Nya, و ان جنعو للبشلم jika mereka condong kepada perdamaian. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 62). الم

Sejumlah ayat yang memuatnya, berikut maksud yang dikehendaki, antara lain:

: وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعُ الْهَدَى . . Pertama: Firman-Nya. وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعُ الْهَدَى ...dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. (Q.S. Thaaha [20]: 47)

Maka, As-Salaamu 'alaa Manit-Yaba'al-Huda, maksudnya ialah semoga keselamatan dari azab di dunia dan di akhirat dilimpahkan kepada orang yang membenarkan ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran. <sup>2]</sup> Di dalam riwayat ungkapan ayat tersebut digunakan juga oleh Nabi Muhammad saw. ketika mengirim surat kepada para pembesar di wilayah Arab untuk masuk Islam, ungkapan ayat di atas beliau sisipkan dalam suratnya. Di antaranya adalah surat yang dikirimkan ke raja Rumawi, Hiraqlus, berbunyi: <sup>2]</sup>

بسم الله الرحمان الرحيم

مِنْ مُحَمَّدٍ عَيْدُ اللهِ إِلَى هِرَقَلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ : سَلاَمٌ عَلَى مَنْ مُحَمَّدٍ عَيْدُ اللهِ إِلَى هِرَقَلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ : سَلاَمٌ عَلَى الْاَعْدُ فَإِنِّى الْاَعْدُ فَإِنَّ الْاَعْدُ أَجْرِكُ مِرْتَيْنِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَالْمَا عَلَيْكَ إِنْمَ الْكُتَابِ تَعَالَمُ إِلَى كُلَمَةٍ عَلَيْكَ إِنْمَ الْكُتَابِ تَعَالَمُ إِلَى كُلَمَةٍ مَوْرِ بِيَنْنَا وَ بَيْنَكُمْ الْأَيْفِيدُ اللهِ وَلاَ تَشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلا تَجْلُ بِفَعْلُ الْمُعَلِّقُ وَلا تَضُولُوا فَقُولُوا فَقُولُوا أَشْهِ وَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا أَنْ مُسْلِمُونَ

Dan dari surat tersebut menunjukkan pula bahwa kehadiran Muhammad saw. semata-mata sebagai rahmat buat manusia seluruhnya. 41 Seperti dinyatakan:

أَيُهَا النَّاسَ, إِنَّ اللهَ قَدْ يَعَتَّنِي رَحْمَةَ لِلنَّاسِ كَافَةُ فَلاَ تَعْلِفُ عَلَيْ كَمَا اِخْتَلْف الْحَوَارِيُّونَ عَلَى عَلِّسِي بْنِ مَرْتَمَ فان :Dan ayat lain yang semakna adalah فان :[3] Q.S. Ali Imran

Pada ayat yang lain kata As-Salaam ditujukan kepada diri Isa a.s., والشالام على يَوم وَلِنْتُ Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. (Q.S. Maryarn [19]:

33); begitu juga, وَمَاكُمُ عَلَيْهِ يَوْمُ وَلِدَ وَيَوْمُ بِمُوتُ وَيُوْمَ لِيَعَثُ (Q.S. Maryam [19]: 15) yang berarti keamanan dari Allah bagi diri Isa Ibnu Maryam. أ

Kedua: Salaamun 'Alaikum, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, لَنَا نَعْنَا لَكُمْ أَكْمَالُكُمْ (Q.S. Al-Qashaash [28]: 55) Maksudnya ialah semoga keselamatan bagi kalian apa yang kalian berada di dalamnya. <sup>3</sup>Yakni, kami mengucapkan selamat tinggal, karena kami tidak ingin menempuh jalan orang-orang yang jahil. Maka, salaamun 'alaikum sebagai ungkapan yang menunjukkan terlepasnya tanggung jawab.

Ketiga: Salaaman, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, وَإِذَا خَاطَتُهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا (Q.S. Al-Furqaan [25]: 63) maksudnya ialah ucapan selamat tinggal, bukan ucapan selamat datang (penyambutan) seperti perkataan ibrahim kepada ayahnya dengan ucapan Salaamun 'Alaika, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. (Q.S. Maryam [19]: 47)3)

Mengenai surat Al-Furqan tersebut, Imam Al-Baghawi mengetengahkan sejumlah penafsirannya, di antaranya bahwa qaaluu salaaman, menurut Mujahid adalah sidaadan (keras, tegas). Qaatil bin Hayyan berkata bahwa qaaluu salaaman ialah perkataan yang menyelamatkan dirinya dari kedustaan dan perbuatan dosa (qaulan yaslimuuna fiihi minalitsmi). Sedangkan menurut Al-Hasan qaaluu salaaman ialah perkataan mereka yang tidak membodohi orang yang sudah bodoh (orang bodoh tidak menjadi bertambah bodoh, dibimbing). <sup>4</sup>

Kata salaamun semuanya menunjukkan penegasan dari Allah bahwa mereka dari segala segi selalu mendapatkan pujian, sanjungan dan sekaligus doa. المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

<sup>1</sup> Mu'jam Al-Wasitth, jur 1 bab shad hlm, 505-506.

<sup>2.</sup> Tafsir Ai-Maraghi, plid 6 por 16 hlm. 112

<sup>3.</sup> Haikal, Mohammad Husein, *Sejorah Hidup Muhammad,* cetakan ke 12. Lentera Antar Nusa, Jakarta, hlm, 416.

<sup>4.</sup> fbid, film. 416.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., pilid 6 juz 16 him. 38.

<sup>2.</sup> tbid, jikd 7 jaz 20 hlm. 73

<sup>3.</sup> Ibid, jalid 7 juz 19 hlm 3S.

<sup>4,</sup> Tafsır Al-Baghawi, juz 3 iilm. 319.

<sup>5.</sup> Ar Raghib, Op. Cit., hlm. 246.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kesejahteraan kepada orang-orang mukmin dan Allah tidak memberikan ketentuan (*qadar*) selain kebaikan dan keselamatan kepada mereka. <sup>1</sup>

Selanjutnya kata salaam yang tertuju kepada para nabi dan utusan Allah Swt. adalah: a) Nuh a.s., seperti dinyatakan, نَسَلَامُ عَلَى نُوحٍ فِي الْمَالِينَ , Nuh a.s. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Nuh di seluruh alam. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 79); b) Ibrahim a.s. seperti dinyatakan, شارة عَلَى إِبْرَامِيم: Kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. (Q.S. Ash-Shaffaat (37): 109); c) Musa a.s., seperti dinyatakan, شلاق غني مُومِني وَهَارُونَ Kesejahteraan dilimpahkan kepada Musa dan Harun. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 120); d) Ilyas a.s., seperti dinyatakan, شَلَامٌ عَلَى الْ يَاسِين: Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. (Q.S. فِسْلامٌ على ,Ash-Shaffaat [37]: 130); e) Firman-Nya النُسْتِينَ: Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 181); f) Firman-قُلُ الحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عَبَادَهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا Nya, الْمُ .yakni kesejahteraan buat hamba pilihan يُشْرِكُونَ Nya. (Q.S. An-Nami [27]: 59)

Sedangkan ungkapan A-Ailoohu Khairun Ammaa Yusyrikuun (apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?)2] Pertanyaan tersebut memandang bodoh otak mereka, memandang jelek keyakinan mereka, dan memojokkan mereka. Sebab sudah jelas yang mereka persekutukan dengan Allah itu tidak sedikit pun mempunyai bayang-bayang kebaikan sehingga bisa dibandingkan dengan Tuhan (Allah), yang semata-mata baik, dan sumber dari segala kebaikan. Struktur pertanyaan tersebut termasuk kelompok yang diceritakan oleh Sibawaih. Orang Arab mengatakan: الشغاذة kebahagiankah yang kamu) أَخَتُ إِنْنِكِ أَمِ الشَّاقَةُ؟ sukai, ataukah kesengsaraan?) Juga seperti yang dikatakan oleh Husein ketika mengejek Abu Sufyan bin Harb (sebelum masuk Islam) dan memuji Nabi saw.

أتهجوهُ وَلَسُتَ لَهُ بِكُفٍّ عِ

فشؤكما لخيركما الفذاء

"Apakah kamu mengejeknya, sedang kamu tidak sebanding dengannya? Maka, bagi orang yang paling baik di antara kalian berdua berhak membalas mengejek orang yang poling buruk di antara kalian". <sup>1</sup>

Maksud rangkaian ayat di atas adalah hamba pilihan-Nya tidak dapat dibandingkan dengan segala pilihan sesembahan yang diciptakan para penyekutu Tuhan (Allah Swt.).

Adapun As-Silmu, seperti dinyatakan: اَدْخُلُوا فِي السَلْمَ كَافَةُ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 208) maka asal katanya adalah At-Tasliim dan Al-Inqiyaad. Terkadang diartikan damai dan terkadang bermakna agama Islam. <sup>2</sup> Yakni, penyerahan total dalam agama Islam adalah tanda kesempurnaan, dan itulah yang ditekankan.

Firman-Nya, بنى مَنْ اَسَلَمْ وَجَيْهُ شَّهُ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 112) Maka, asal Al-Islam adalah al-istislaam wa al-hudhuu', dan dikhususkan kepada wajah (wajhun), karena apabila bagus wajahnya dalam melakukan sujud (jaada wajhuhu fis-sujuud) maka ia tidak bakhil dengan seluruh anggota badan lainnya. <sup>3</sup> Baca Atsaris-Sujud.

## (أَلْإِشْلاَمْ) Al-Islaam

Kata ini banyak dimuat dalam Al-Qur'an dengan makna-makna yang berbeda-beda, baik sebagai nama agama(agama Islam) atau dipakai sebagai tinjaun secara bahasa saja, "penyerahan", yang di antaranya dinyatakan:

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. (Q.S. Al-Hujuraat [49]; 17).

Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 8)

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya

<sup>1.</sup> Lihat, Shafwaatut Tafaasiir, jilid 3 hlm 585.

<sup>2.</sup> Fofsir Al-Marogi, jilid 7 juz 20 film: 7.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maragi, jilid 7 juz 20 hlm. 7

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., gilid 1 juz 2 hkm 113.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Baghawi, juz 1 film. 69.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. (Q.S. Al-An'am [6]: 125)

Maka apakah orang-orang yang dibuka dadanya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari tuhonnya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. Az-Zumar [39]: 22)

Sesungguhnya agama yang diridhahi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 19)

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari telah Kusempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah Kucukupkan kepdamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa غُوسَكُمْ adalah "menuruti dengan rasa tunduk" (alinqiyaadu wa al-khudhu'). Kemudian, istilah al-Islam dipakai sebagai 'bentuk pentauhidan kepada Allah, berlaku ikhlas kepadanya dalam menghamba, dan tunduk terhadap petunjuk yang berdasarkan sunnah Rasul-Nya'. <sup>1]</sup>

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan: *Al-Islam* adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan membenarkan apa yang ditetapkan dari sisi Allah, yakni diinullaah ta'ala yang secara mandiri mensyariatkannya, dan Dia (Allah) mengutus para rasul-Nya dan menunjuki Auliya'-Nya dengan tidak menerima selainnya (selain Islam) serta merasa cukup dengannya (dengan Islam sebagai agamanya). <sup>1</sup>

Imam 'Ali r.a. pernah berkhutbah, beliau mengatakan: Al-Islam adalah At-Tasliim, dan At-Tasliim adalah Al-Yaqiinu, dan Al-Yaqiinu adalah At-Tasdiigu, dan At-Tasdiigu adalah Al-Iqraaru, dan Al-Iqraaru adalah Al-Adaa'u, dan Al-Adaa'u adalah beramal. Kemudian beliau karamahullah wajhah mengatakan:

Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang mengambil agama yang bersumber dari Tuhan-Nya dan tidak mengambil agamanya dari akalnya (ra'yu). Bahwasanya seorang mukmin itu dikenali lewat amal perbuatannya, sedang orang kafir dikenali lewat keingkarannya. Wahai manusia, beragamalah kalian! Beragamalah kalian! Sesungguhnya keburukan yang ada padanya masih lebih baik dari kebakan yang ditumbuhkan oleh ra'yu kalian. Sesungguhnya kesalahan yang ada padanya bisa diampuni, sedang kebaikan selain yang muncul dari agama tidaklah diterima".<sup>21</sup>

Kata Al-Islaam terkadang berarti taat dan menyerahkan diri. Berarti juga melaksanakan (menunaikan). Dikatakan, أَسْلَمُنَ الشَّهُمَ إِلَى فَلاَنٍ, bila anda menunaikan padanya. Bisa pula diartikan 'masuk ke dalam silm (perdamaian), atau damai dan selamat. Sedang nama yang pertama adalah lebih sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya yang terdapat dalam surat An-Nisa' [4]; 125 (وَنَنَ مِنْا مَمُن أَسُلُمْ وَفِيْهُ لَلْهُ

As-Salaamu (السَّنَافَة) sebagai salah satu dari asma Allah, yang berarti menunjukkan kebesaran-Nya dari segala yang tidak layak bagi-Nya, seperti kekurangan, kelemahan, kemusnahan. Seperti dikatakan, أَنْسَادُمُ وَالْسَادُمُ bebas dan selamat dari berbagai penyakit dan cela (aib).

Adapun kata-kata yang disandarkan dengannya mempunyai makna selamat,

عن ل م , Lihat, Muhtaarush-shihhaah, him 311 maddah عن ل م



<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 203; Ar-Raghib Al-Asfahan menjelaskan, bahwa al-islaam ialah ad-dukhuut fis silmi (masuk dalam keselamatan). Selanjutnya, beliau menyatakan, bahwa al-islaam menurut syara', ada dua hal, salah satunya ialah selain iman (Islam itu sendiri), yakni mengakui dengan lisan yang dengannya terjamin darahnya yang bersamanya menghasilkan keyakinan, atau belum tercapai kemanan itu sendiri sebagai 'Yitqadnya sebagaimana, yang dimaksudkan perkataan orang Arab Badui, الإيناز الموافقة والموافقة (S. Al-Hujuraat (19): 14); kedua di atas keimanan (fauqaf ilmadan) yakni ia dalam keadaan Islam yang disertai dengan pengakuian dengan hati dan menyempurnakannya melalui perbuatan dan berserah diri kepada Allah dalam semua qadha dan qadar Nya. Sebagaimana yang disebutkan tentang Ibrahim a sa. المناس الموافقة (S. Al-Baqarah (2): 131). Lihat, Mu'jam Mufradot Alfoozhil Qur'an, hlm. 246.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 119.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 1 juz 3 hlm. 120

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 htm. 117.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



•

sejahtera, tentram, bersih, khususnya berkaitan dengan jiwa, tabiat, dan keyakinan, seperti ظَبُ سَلِيم: Hati yang suci, hati yang bersih ; yang dimuat di beberapa ayat: a) tentang datang kepada Tuhan-Nya: (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 84); b) tentang siapnya perbekalan amal saleh ketika menghadap Tuhan: dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orangorang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 87-89) Yakni, al-galbus-saliim, maksudnya ialah yang jauh dari kekufuran, kemunafikan dan seluruh akhlak yang tercela.11 Mereka adalah yang menempuh jalan lurus sehingga bertempat di ڍَاڙ الْسُلاَمِ Surga. (Q.S. Al-An'am [6]: 127); yang di dalam surat Yunus dinyatakan: Allah menyeru mereka ke daarus salam (surga), dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. (Q.S. Yunus [10]: 25)

Adapun السَّلامُ السَّلامُ اللهِ اللهِ berarti ucapan "La ilaha illallah". Sebagaimana firman-Nya, وَلا تَقُولُوا لِنَنْ أَلْقَى Sebagaimana firman-Nya, إِنْيُكُمُ السَّلاَمُ لَسُنتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّمُ اللهِ مَعْلَيْمُ ...dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu: "kamu bukan seorang mukmin", lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia.... (Q.S. An-Nisa' [4]; 93)

Sedangkan شبك السلام: Jalan keselamatan: "Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan (banyak pula) yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan se-izin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus". (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 15-16)

Adapun Al-Muslimuun, yang tertera di dalam firman-Nya, فَانِيَاأَهُنَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَيْمَةِ سَوَاءٍ بِيَنْنَا وَلاَيْتُمِنْ الْكِتَابِ فَالْوَا إِلَى كَيْمَةٍ سَوَاءٍ بِيَنْنَا وَلاَيْتُمِنْ اَنْكِتَابِ فِنْ اللّهُ وَلاَنْشَرِكَ بِهِ شَيْنَا وَلاَيْتُمِنْ اَبْعَنْمَا أَرْبَائِا مِنْ (Q.S. Ali 'fmraan [3]: 64) maksudnya ialah orang-orang yang menurut kepada Allah dan ikhlas terhadap-Nya;<sup>1)</sup> atau Muslimiin berarti dalam keadaan patuh dan tunduk.<sup>2)</sup> Sebagaimana dinyatakan di dalam surat An-Naml, الله عَنْهُ وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri. (Q.S. An-Naml [27]: 31)

Di sejumlah ayat kata Al-Muslimuun merujuk kepada para nabi, dan merujuk pula kepada Al-Qur'an, begitu pula kepada sebagian ahli kitab:

 Al-Muslimuun merujuk kepada Isa a.s.: Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (bani Isra'il) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." (Q.S. Ali 'Imraan [3]; 52)

Dan pada surat yang sama dinyatakan: Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tiada kusembah kecuali Allah dan tidak pula kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 64)

Di dalam surat Al-Maidah dinyatakan: dan ingatlah ketika kami ilhamkan kepada pengikut isa yang setia: berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku", mereka menjawab: "Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu). (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 111)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 177

Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 133.

# ENSIKLOP Syara

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 2) Al-Muslimuun merujuk kepada Ibrahim a.s., dengan ungkapan: اوّل المنابية: Orang yang pertama kali menyerahkan diri (kepada Allah): Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik". Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah). (Q.S. Al-An'am; 6: 161-163)
- 3) Al-Muslimuun berarti menerima Al-Qur'an: Jika mereka yang kamu seru tidak menerima seruanmu itu maka (katakanlah olehmu); "Ketahuilah, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?" (Q.S. Huud [11]: 14)
- 4) Al-Muslimuun tertuju kepada sebagian ahli kitab: Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka al-Kitab sebelum Al-Qur'an, mereka beriman pula dengan Al-Qur'an ini. Dan apabila dibacakan (Al-Qur'an itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan(nya). Mereka itu diberi pahala dua kali lipat disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dari padanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal kami dan bagimu amal-amal kamu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil". (Q.S. Al-Qashash [28]: 53)

Kata Muslimun sendiri, adalah istilah yang diberikan Allah sejak dahulu (Huwa Sammaakumul-Muslimiin), yakni sebagai penghormatan terhadap orang-orang yang tunduk kepada-Nya, <sup>13</sup> Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Our'an ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaiksebaik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Q.S. Al-Hajj [22]: 78)

## (مُسَتَسَلمُوَنَ) Mustaslimuun

Mustaslimuun: Dalam keadaan menyerahka diri. Sebagaimana firman-Nya,نان هُمُ الْيُومُ مُسْلَسُلَمُون Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Yakni, orang-orang yang jadi ikutan (pemimpin) pada hari itu dalam keadaan rendah dan hina, tiada pertolongan, sama saja yang disembah maupun yang menyembah.<sup>21</sup>

Arti selengkapnya: Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. (Kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orangorang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah: maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya: "Kenapa kamu tidak tolong-menolong?" Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 21-26)

# (اَلسُّلُمُ) As-Sullam

As-Sullam, (dengan didammahkan sinnya), artinya alat naik, atau tangga yang berasal dari as-salaamah. Dikatakan demikian, karena

<sup>2.</sup> Shafwaatut Tafaasur, jilid 3 hlm. 31



<sup>1.</sup> Di sini kata os-soloom, yang berarti المتعبة (penghormatan kepada orang-orang iniuslim, baik dari Allah ataupun dari kalangannya sendiri, umat muslim). Yang menunjukkan kepada bersih dari a'ib. Lihat, Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab sin blim. 446.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ia sebagai penyelamat anda ke tempat naik anda. Sedang penyebutannya dengan bentuk mudzakkar (yakni, as-salaamu), karena terasa lebih fasih daripada dengan sebutan dengan bentuk mu'annas (yakni, as-salaamah). <sup>17</sup> Dan di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa as-sullamu ialah sesuatu yang hanya dengannya sesuatu tersebut dapat dihubungkan dan sampai kepada tujuannya. Dan bentuk jamaknya adalah عنائنة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

## (سَلُوٰی) Salwa

Salwa adalah burung yang serupa dengan burung puyuh. <sup>31</sup> Dan dikenal dengan nama assamaana atau as-sumaan. <sup>41</sup>

## (سَامِدُوْنَ) Saamiduuna

Firman-Nya, وَٱنۡتُمُ سَامِدُونَ sedang kamu melengahkannya. (Q.S. An-Najm [53]: 61)

Keterangan

Dikatakan, شمند شهوؤه. Sombong. Yakni, mendongakkan kepalanya dan membentangkan dadanya. Ar-Raghib menyatakan bahwa os-soomid adalah yang tercengang dengan mengangkat kepalanya, dari perkataan mereka, unta yang mendongakkan kepalanya). المتالية

#### (سَامرًا) Saamiran

Firman-Nya, نَمْسَتَكْبِينَ بِهِ سَامِرًا تَيْخَرُونَ dengan menyombongkan diri terhadap Al-Qur'an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 67)

#### Keterangan

Saamiran pada ayat tersebut maksudnya mereka bercakap-cakap di malam hari dengan menjelek-jelekkan dan mencela Al-Qur'an. المنافذة mam Al-Bukhari menjelaskan di dalam kitab sahihnya bahwa Saamiran, dari As-Samru dan Al-Jamii' adalah المنافذة (orang-orang yang

عن ل د , Lihat, Mu<u>h</u>taarush-shi<u>hh</u>aa<u>h</u>, hlm 311 maddah من ل د .

2. Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab sın hlm. 446.

mengobrol), sedang As-Saamiru di sini maksudnya adalah tempat berkumpul (maudhi'il-jam'i). 13

## (سَمَعَ) Sama'a

Firman-Nya, إِنْمَا يَسْتَعْفِنْ وَالْتُونْ يَبْعَثُهُمْ (الله ثُمْ اللّهِ يُرْجَعُونُ "Hanya orang yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orangorang yang mati hatinya, akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nyalah mereka dikembalikan. (Q.S. Al-An'am [6]: 36)

#### keterangan

السماغ والسماغ السماغ والسماغ والسماغ والسماغ والسماغ والسماغ. Diartikan dengan "memakai suara", "memahami apa yang didengar dari suatu pembicaraan yang merupakan buah dari mendengarnya"; "menerima dan mengamalkan apa yang telah dipahami, yang berarti menampakkan buah dari buah". Adapun, yulquunas-sam'a, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, المُقُونُ السَّمَعُ وَاكْتُرْهُمُ كَانِبُونَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 223) maksudnya ialah mereka mencurahkan pendengarannya kepada setan, sehingga mereka banyak menerima kedustaan darinya.<sup>2</sup>

Sedang firman-Nya, وَإِذَا فَيِيَ الْفُرَاتُانُ فَاسْتَمَعُوا Dan apabila dibacakan الله وَأَنْصِئُوا لَعْلَكُمْ نُرُحَنُونَ Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 204)

Selanjutnya, al-istimaa' bersifat lebih khusus dari pada as-sam'u karena al-istimaa' dilakukan dengan niat dan kesengajaan. Yakni dengan mengarahkan indera pendengaran kepada pembicaraan untuk memahaminya. Sedang as-sam'u bisa terjadi tanpa unsur kesengajaan. <sup>3</sup>J

Asma'u wa ara, yang tertera di dalam firman-Nya, قَالُ لاَتَغَافَا إِنِّي مَعْكُمَا أَسْتَغُ وَأَرَى (Q.S. Thaaha [20]: 46) maksudnya ialah aku mendengar dan melihat perkataan dan perbuatan antara kalian berdua.

Dan firman-Nya, شَمِيغُ النَّمَاءُ (Q.S. Ali 'Imraan; [3]: 38) maksudnya ialah yang mengabulkan doa. Sebagaimana dikatakan sami'allaahu liman hamidahu, "Allah Maha Mengabulkan doa orang

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 6 juz 16 hlm. 134; (Lihat, Q.S. Thaaha (20):80).

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 119; (Lihat, Q.S. Al-Bagarah |2|: 57).

Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab sin hlm. 447.

<sup>6.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 247.

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, µlid 6 juz 18 hlm 36

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 166.

<sup>2</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 7 juz 19 hlm. 112.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 154,

<sup>4</sup> Ibid, jilled 6 juz 16 hlm, 112.

-

yang memuji-Nya". Sebab, yang tidak mau mengabulkan doa berarti seolah-olah dia tidak mau mendengarnya.<sup>1</sup>

Adapun kata نَشَعُمُونَ ialah "mencari-cari dengar". <sup>21</sup> Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, لا يَشَمُمُونَ إِلَى الْكُلَّ الْأَعْلَى وَيَقْدُمُونَ مِن كُلِّ Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 8)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطَفَّة ,Sedangkan firman-Nya :(Q.S. Al-Insaan [76] أَمُشَاجِ نَبُتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا yakni Allah menjadikannya pendengaran dan penglihatan yang memungkinkan penggunaannya dalam ketaatan dan kemaksiatan. 1 Yakni dua kata (شميعًا نصيرًا) yang tertuju kepada manusia yang punya pendengaran dan penglihatan. Dan keduanya disebutkan secara khusus karena banyak manfaat yang dilakukan oleh indera, karena شميخا karena kata شميخا berguna dalam percakapan dan ayat-ayat yang didengar lebih jelas dari ayat-ayat yang dilihat. Dan karena al-bashar secara umum digunakan untuk melihat (bashiirah) yakni menggabungkan secara sekaligus, lalu ia disebutkan dari yang umum kepada yang khusus.49

## (مَسَمْكُ) Samkun

Firman-Nya, زَفْعَ سَمُكَيَا فَسُوَاهَا; dan meninggikan bangunannnya (alu menyempurnakannya. (Q.S. An-Naazi'aat [29]: 28)

#### Keterangan

As-samku ialah tebal sesuatu benda (as-saqfu). Dan juga berarti yang berdiri tegak dari tiap-tiap sesuatu, dan jamaknya رَفَعَ menjelaskan terhadap suatu bangunan. Dikatakan: رَفَعَتُهُ فِي الْهُوَاءِ yakni مَشَكَتُ الشَّيِّنَ (tinggi menjulang di awan). Al-Farra' mengatakan bahwa tiap-tiap sesuatu yang membawa sesuatu dari suatu bangunan atau lainnya maka disebut samak, dan عَنَانُ المُنْانُ الْمُنْانُ (yang tinggi). المُنْانُ المُنْانُ وَلِيْانُ الْمُنْانُونُ (yang tinggi).

## (سَـمُّ) Sammun

Firman-Nya, نَيْخِ الْجَمَالُ فِي سَمَ الْجَمَالُ .
Unta yang masuk ke lubang jarum. Arti selengkapnya berbunyi: Sesungguhnya orangorang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lobang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. (Q.S. Al-A'raf [7]: 39)

Maksudnya, mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum.<sup>1</sup>

## (الْسَمُوْمُ) Samuum

Firman-Nya, في منفوم وخبيم: Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 42)

#### Keterangan

As-Samuum adalah angin yang panas yang membakar pori-pori (ar-riihul-haaratinnaafidzatu fil-masaami). <sup>2</sup> Dan azab neraka dinyatakan dengan, عثاب الشفوم: Azab neraka. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 27); sedangkan Naarussamuum (وَالْجَانُ خَلَفْنَاهُ مِنْ فَيْنَ مِنْ نَارِ الشَّمْومِ) (Q.S. Al-Hijr [15]: 27); api yang teramat panas, yang membunuh dan masuk ke dalam tulang sumsum. <sup>3</sup>

#### (سَمَنَ) Samana

Firman-Nya, لاَ يُسْمِنْ وَلاَ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ yang tidak: yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Q.S. Al-Ghasyiyah [88]: 7)

#### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa الشَمْنَةُ وَ Artinya kegemukan, hal yang banyak dagingnya. As-Samanu adalah lawan dari al-أَسْمَنْتُهُ (kurus). Dikatakan, مُنْمِيْنٌ وَسِمَانٌ (aku menjadikan banyak lemak, gemuk). أَوْسَمُنْتُهُ (aku menjadikan banyak lemak, gemuk). أ

<sup>1.</sup> Ibid, plid 1 juz 3 hlm. 146.

<sup>2.</sup> Ibid, jüid 8 juz 23 hlm 42.

<sup>3.</sup> Tafsir Ibnu Katsır, jilid 4 hlm. 546.

<sup>4.</sup> Haasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir jalalain', juz 6 hlm. 306.

Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 30.

<sup>6.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab sin hlm. 450.

<sup>7.</sup> Fathul Qadiir, jitid 5 hlm. 378.

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan kaki no. 541 hlm. 227.

<sup>2.</sup> Shafwadut-Tofoosiir, jilid 3 hlm. 262; Ar-Razi menjelaskan bahwa os-samuum adalah angin yang panas, bentuk muannas dan jamaknya ialah samaa-um (عنية). Abu Ubaidah berkata: as-samuum tenjadi di siang hari dan terkadang terjadi di malam hari Sedang di-huruur terjadi di malam hari dan terkadang di siang hari. Lihat, Muhtaarush-Shibhaah, hlm. 315 maddah

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 Nm. 20.

Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 249; lihat juga, Kamus Al-Munawwir, hlm. 663.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

Sebagaimana firman-Nya, بَقْرَاتِ سِمَانِ; Sapi betina yang gemuk-gemuk. (Q.S. Yusuf [12]: 46) Baca Baqaratun.

#### (سَيْمَا) Siimaa

Firman-Nya, يَعْسَيْمُ الْجَامِلُ أَغْبَيْاءَ مِنَ النَّعْفُمِ نَعْرَفُهُمْ بِسِيمَاهُمُ ...orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Karnu kenal mereka dari melihat sifat-sifatnya.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 273)

Keterangan

As-Siimaa adalah tanda yang dengannya bisa dikenal. Dikatakan simiyaa' (البينة) seperti al-kimiyaa' (الكينة), sedang asalnya dari assammatu (الكينة), yakni pertanda (al-'alaamah).'! Misalnya, شَنْبِهُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai-(nya). (Q.S. Al-Qalam [68]: 16) Baca Khurthuum.

Begitu juga kata siimay yang tertera dalam firman-Nya, نوعَلَى الْأَغْرَافِ رَجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ ...Dan di atas Al-A'raf ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka... (Q.S. Al-A'raf [7]: 46)

Silmahum artinya "tanda-tanda mereka," Maksudnya, tanda-tanda mereka yang berada di Al-A'raf. Baca Al-asmaa', Al-A'raaf.

Berawal dari kata siimay. Lahirlah kata mutawassimiin, berasal dari kata tawassama (نَوْسَم يَنْوَسُمُ نَوْسَفُأُ فَهِونَنُوْسَمُ). Di antaranya dinyatakan, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ثَيَاتٍ لِلْمُنْوَسِمُنَا demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. (Q.S. Al-Hijr [15]: 75)

Maka, الْتَوْسَعِينُ ialah orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Lil-mutawassimiin dimaksudkan dengan para ahli filsafat yang memusatkan perhatiannya untuk mengetahui tanda dan alamat sesuatu. Dikatakan, نَوْسَمُتُ بِفَلَانٍ Saya melihat tanda-tanda kebaikan pada diri si fulan. Abdullah bin Rawahah berkata ketika memuji Nabi saw:

إِنِيَ تُوَشِّمتُ فِيلَكَ الْخَيْرَ

وَ الِلهُ يَعْلَمُ أَيِّي ثَابِتُ الْبَصَر

Sesungguhnya aku melihat tanda kebaikan padamu, aku mengetahuinya dan Allah mengetahui bahwa aku orang yang tajam pandangannya. 11

### (الْسَمَاءُ) As-Samaa-u

As-Samaa' ialah sesuatu yang ada di atas kita. Kata As-Samaa' mempunyai beberapa makna, antara lain; 1) Angkasa luas yang dihiasi matahari, bulan dan bintang. <sup>21</sup> 2) As-Samaa' berarti awan (sebagaimana yang dikehendaki pada ayat di atas); dan setiap yang berada di atas manusia serta memberikan naungan kepadanya, disebutnya Samaa'. <sup>31</sup>

Adapun firman-Nya, يُزْبِينُ السُّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْزَاعُ (Q.S. Nuh [71]: 11) maka As-Samaa', dimaksudkan dengan makna hujan (al-mathar). Sebagaimana ucapan penyair:

إِذَا نَزَلُ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ فَخَلُّوْا خَيْثُمَا نَزَلُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ فَخَلُّوْا خَيْثُمَا نَزَلُ السَّمَاءُ

"Jika hujan turun pada suatu kaum, maka bertadalah kalian di mana hujan itu turun".4

## (متَميًا) Samiyyan

Firman-Nya, هَن تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا: Apakah kamu mengetahi ada seseorang yang sama dengan dia. (Q.S. Maryam [19]: 65)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Samiyyan maksudnya sekutu baginya dalam nama; belum ada seorangpun dinamakan dengan nama ini sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa namanama yang mulia patut menjadi ikutan. Ke sinilah orang-orang Arab mengacu dalam memberikan nama, sebagaimana dikatakan penyair:

سَنُعُ أَلاَسَامِي مُسْبِلِي أُزُدٍ

خُمْرِ تَمْسُّ ٱلأَرْضَ بِالْهَدْبِ

"Para pemilik nama yang mulia, mengulurkan kain-kain warna merah, menyapu tanah dengan rumbai-rumbai".<sup>5]</sup>

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 29-30.

 Ibid, jilid 5 już 13 hlm, 155; penjelasan tersebut diambil darı surat ibrahim [14]: 32.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 182; penjelasan di atas diambil deri surat Asy-Syams [91]: 5; dan definisi طبنة, dengan difathahkan sin-nya berasal dari النب, yang jamaknya أسوات dan المالية, sebagaimana yang disebutkan di dalam Mu jam adalah segala sesuatu yang berada di atas dan menaungi kita. Mu jam Lughotul Fuqahaa', Arobiy Englijiy Afransiy, hlm. 222; lihat juga, Tsa-alabi, Abu Manshur, Fiqhul-Lughah wa sirrul-'Arabiyyoh, Qismul-Awwat, hlm, 36.

<sup>4.</sup> *lbid, jilid* 10 juz 29 hlm. 87.

<sup>5</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 33.

Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 240.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Begitu juga Samiyyan, yang tertera di dalam firman-Nya, فاعنِدَهُ وَاصَطِيرُ لِعِبَادَتِه مَل تَعْلَمُ لَهُ (Q.S. Maryam [19]: 65) yakni tandingan dan bandingan.<sup>1</sup>

## (سنَةٌ) Sinatun

Firman-Nya, الْاَتَأَخَٰذُ هُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ: (Día) Tidak mengantuk dan tidak tidur. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255)

### Keterangan

Kata ini hanya dimuat sekali. Imam al-Maraghi menjelaskan bahwa Sinatun (سنة): Maka Allah Yang Hidup serta Kekal Yang Mengurusi terus menerus mahluk-Nya disifati dengan sinatun.<sup>2</sup>)

## (سُنْنُلُةٌ) Sunbulatun

Firman-Nya, أَنْبَتْكُ سَنَعْ سَنَابِلُ فِي كُلِ سُنْبَلَةِ مِانَةً sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)

#### Keterangan

Ibnu Saidah mengatakan bahwa الشَنْيَنُ dan jamaknya السُنَابِيّن dari suatu tanaman bentuk tunggalnya adalah السُنْبَةُ, dan قَدْ سَنَبِن الرَّرَعُ tanaman tersebut telah keluar tunasnya. Di antaranya adalah tunas pada gandum (al-burr), jelai, jewawut (asy-sya'iir) dan biji-bijian (adzdzarrah).

## (سُنْدُس) Sundusin

Firman-Nya, بنبسُون من سَنَدُسي: Mereka memakai sutera yang halus. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 53)

#### Keterangan

As-Sundusi maknanya ar-raqiiq minas sitri (kain penutup yang tipis) adalah lughat India. 4

## (سُنَنٌ) Sunanun

Firman-Nya, فَدْ خَلْتُ مَنْ فَسِيْوَا فِي الْاِضِ Sesungguhnya telah نَّا تَكْثِينَ عَنْ عَاقِبَةُ الْكَثْبِينَ Sesungguhnya telah bertalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasut). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 137)

561

#### Keterangan

Sunanun adalah kata yang berbentuk jamak, sedang bentuk tunggalnya شنة, yaitu cara yang dipakai dan perjalanan yang bisa diikuti. Berasal dari perkataan mereka منذ الله, yakni bila ia menuangkannya secara terus menerus tanpa henti. Kemudian diserupakan kepada hat tersebut, karena bagian-bagiannya berulangulang dalam bentuk yang sama. 11

Adapun Sunnatul-awwaliin, sebagaimana dinyatakan, وَمَا مَنْعُ النَّاسُ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ النَّبْدَى وَيَسْتَغْفِرُوا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 55) ialah pembinasaan dengan siksa yang menghancurkan sama sekali. <sup>2</sup>J

Imam Ar-Raghib menjelaskan bahwa yakni ظَرِنَقَتُهُ yakni الشُّنَةُ الْوَجَةُ, "tata caranya"; dan sunnatun-nabiy ialah tata cara nabi yang pernah dikerjakannya; dan sunnatullah ta'ala yang disebut sebagai suatu jalan (tata cara) yang mengandung hikmah dan jalan mentaatinya الطرثقة Di antara bentuk sunnatullah حكمته وطرنقة طاعته) adalah ketetapan Allah berupa kemenangan مُسْنَةُ الله الَّتِي قَدْ خَلْتُ مِن قَبُلُ وَلَن kepada kaum muslimin, مَسْنَةُ الله الَّتِي قَدْ خَلْتُ مِن قَبُلُ وَلَن Q.S. Al-Fath [48]; 23)<sup>3]</sup> Dan bentuk) تُجِدُ لَسُنَّةَ اللهُ تُبْدِيلاً lain dari sunnatullah adalah ketetapan siksa bagi yang takabbur dan pembuat makar: اسْتَكْبَارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَكُرَ السِّيءَ وَلاَيْحِيقُ الْكُرُ السِّيءَ ۖ إِلاَّ بِأَمْلِهِ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ ٱلأَوْلِين Q.S. Fathir) فَلَن تَجِد لِمُنْتُ اللَّهُ تَيْدِيلاً وَلَن تُجِدَ لِسَنَّةِ اللَّهُ تَحُويلاً [35]: 43)

Selanjutnya, kata Sunnatullah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan: 1) Hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi dan rasul; 2) undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an; dan 3) hukum atau kejadian dan sebagainya alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. 41

## (سِنِينَ) Siniina

Siniina: Beberapa tahun. Sebagaimana قَالَ الْمُ نُرِنَكَ فَيْنَا وَلِيثًا وَلِيثًا وَلِيثًا مِنْ عُمْرِكَ سِينِ , firman-Nya

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 70.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 11; Mu'jam Mufradot Alfaaznil Qur'an, hlm.

<sup>4.</sup> Al-Burhan fü 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

Al-Maraghi, Op. Cit., Jibd 2 juz 4 hlm. 63; di antaranya Sonno-yasumou, berarth "fetapi", "tidak berubah". Seperth firman-Nya: يمان المنافذين المنافذين المنافذين المنافذين المنافذين المنافذين المنافذين المنافذين أصاحات وشرايك الم يتسنف (i Sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang bejumi lagi berubah; ... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 259).

<sup>2.</sup> Ibia, jilid 5 juz 15 hlm. 165.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 251.

<sup>4.</sup> Lihat, Komus Besur Bahasa Indonesia, hlm 975, entri; Sunnatullah.



dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. (Q.S. Asy-Syu'araaa' [26]: 18)

Keterangan

As-Siniina, yang tertera di dalam firman-وَلَقَدُ أَحَدُنَا هَالَ فَرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْص مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذُكُرُونَ,Nya (Q.S. Al-A'raaf [7]: 130) adalah jamak dari شنة, "tahun". Akan tetapi kebanyakan kata as-siniina dipakai untuk menyebut tahun yang mengalami paceklik, sebagaimana dalam ayat ini, dengan bukti kurangnya buah-buahan.11

## (سننَةُ) Sinatun

Firman-Nya, لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمُ (Dia) tîdak mengantuk dan tidak tidur. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 225)

Keterangan

Sinatun artinya an-nu'asu, yakni perasaan yang mendahului seseorang sebelum tidur, mengantuk (futurun yasbigu an-naumu). 'Adiy bin Ar-Raga' menyatakan dalam bait syairnya:

وَصِنَانُ أَفْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَنْقَتْ ﴿ فِي عَيْنِهِ سِنَهٌ وَلَيْسَ

"dan memegang tombak yang terserang kantuk.

kini, (tampak) ujung-ujungnya terasa kantuk.

tetapi tiada tidur".21

فَانْطُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ,Adapun firman-Nya (Q.S. Al-Bagarah [2]: 259) Maka, walam لَمْ يَتَمَنَّهُ yatasannah berarti tidak berubah dan tidak rusak. Ini diambil dari perkataan mereka, نسنة n, yakni ia telah melewati suatu zaman dalam. bertahun-tahun.3

## (اَلْسُنَىٰ) As-Sanaa

As-Sanaa: sinar.4 Dan, Sanaa Barqihi artinya Adh-Dhiyaa' (sinar).5)

الَمْ قَرْ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي ,Sebagaimana firman-Nya سَعَابًا ثُمْ يُؤَلِّفُ بَيِّنَهُ ثُمْ يَجْعَلُهُ رَكَامًا فَثْرَى الْوَدُق يَخَرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بِرِدٍ فَيُصِبِبُ بِهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَصَرِفُهُ

1. Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 40. 2. Ibid, plid 1 juž 3 hlm. 11.

Tidakkah kamu عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بِرَقِهِ يَدْهَبُ بِالْأَبْصَارِ melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celahcelahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiranbutiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalangumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. (Q.S. An-Nuur [24]: 43)

## (اُلسًامرَةُ) As-Saahiratun

Firman-Nya, فَإِذَا مُمْ بِالسَّامِرَةُ Maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. (Q.S. An-Nazi'at [79]: 14)

Keterangan

As-Saghirah ialah tanah datar berwarna keputihan disebabkan berlalunya fatamorgana. Dikatakan demikian karena perasaan sekalian manusia pada saat itu dihantui oleh perasaan takut yang mencekam sehingga rasa kantuk mereka hilang, dan mata mereka pun dibayangi oleh aneka ragam fatamorgana. Hal ini membuat mereka tidak bisa tidur sekejap pun. Dalam bahasa Arab dikatakan fa-hiya saahiratun, "orang yang dalam tidurnya tidak bisa tidur".13

### (مُسْيُولٌ) Suhuulun

Firman-Nya, انْتُجِذُونَ مِنْ سُهُولَهَا قُصُورًا kamu dirikan istana-istana di tanah yang datar. (Q.S. Al-A'raf [7]: 73)

Keterangan

Di dalam Kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa as-sahlu artinya al-mamhad (yang datar, yang halus), dan juga berarti tanah yang datar (ardhul munbasithah).21

## (مَنَاهُمُ) Saahama

kemudian ia: فَسَاهُمْ فَكَانُ مِنَ الْمُحْصَيِّنِ ,kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 141)

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 22.

<sup>4.</sup> *ibid*, µlid 6 juz 18 hlm. 117

<sup>5.</sup> Shahih Af-Bukhari, jilid 3 hlm. 166, as-sanaa adalah sinar yang menembus (adh-dhau'us-ssathi'). Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm.

<sup>1.</sup> Tufsır Ai-Maraghi, plid 10 juz 30 hlm. 22; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 213.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 673; as-sahlu adalah lawan dari albaznu dan jamaknya suhuulun. Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Saahama adalah qaari'uan, yakni ia mengadakan taruhan, undian (dharbal-qur'i). Menurut Al-Mubarrad, bahwa saahama asal katanya, adalah النبهاة الذي نجال, ujung anak panah. 11

### (سَاهُونَ) Saahuun

Firman-Nya, النَّتِينَ هُمَ عَنْ صَلَاتِهِم سَاهُونَ (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya. (Q.S. Al-Maa'uun [107]: 4)

Keterangan

Saahun (سَاهُونُ ) ialah kata yang berbentuk jamak, sedang mufradnya سَاهِيُ , dikatakan, سَهِيُ سَهِي ), apabila ia membiarkannya lupa, lengah. النَّذِينَ هَمْ فِي غَنْرَةِ , Sebagaimana firman-Nya, الشَّاهُونُ (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai, (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 11)

#### (سَاءَ) Saa-a

Firman-Nya, وَبَعَنْهِ وَالْمَافِقَاتِ وَالشَّرِكِينَ النَّافِقِينَ وَالْمَافِقَاتِ وَالشَّرِكِينَ الطَّائِينَ بِاللَّهِ طَلَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَابِرَةُ السَّوْءِ وَعُضِبَ وَالشَّرِكَاتِ الطَّائِينَ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَيْهِمْ وَأَعَدُ لَيْهَ مِينَاءَ مَصِيرًا dan supaya Dia mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Dan (neraka jahannam) itu adalah sejahat-jahat tempat. (Q.S. Al-Fath [48]: 6).

#### Keterangan

As-Sau-a (الشوء) adalah al-musaa'atu walhuznu wal-alamu (kesengsaraan, kesedihan dan penderitaan). Menurut Al-Jauhari, المنافذة (dengan fathah sin-nya), yakni naqdhu surrahu. Sedangkan ونستافة (dengan dhammah sin-nya), artinya, kejahatan/kerusakan. Maka perkataan, دائرة الشوء artinya wilayah yang rusak. Maksudnya, karena ditimpa kekalahan, sehingga menimbulkan kesengsaraan. Oleh karena itu, bila di-fathah, maka ia berasal dari

Shafwaatut-Tafaasiir, jihd 3 hlm 42.

As-Sayyi-ah adalah hukuman yang mengakibatkan keburukan bagi penerimanya.<sup>11</sup> Misalnya, الفقيم لم تُسْتَعُجِلُونَ بِالسَّنِيَّةِ فَيْنَ الْحَسْنَةِ لُولا Dia berkata: "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat". (Q.S. An-Naml [27]: 46)

Sedangkan firman-Nya, فَلْمُنَا دَافَا الشَّخِّرَةَ بِلَدَتَ لَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفًانِ عَلَيْهِمًا مِنْ وَرَقِ الْخِنَةِ (Q.S. Al-A'raaf) سُوَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفُانِ عَلَيْهِمًا مِنْ وَرَقِ الْخِنَةِ [7]: 22) Maka, Sau-atihimaa adalah kinayah kedua farjinya (Adam dan Hawa).<sup>21</sup>

Berikut makna kata suu' dan sayyi-ah yang tertera di beberapa tempat:

- 1) Suu', seperti bunyi ayat, اسَلَتْ يَدِكَ فِي جَبِيْكَ نَغَرَجُ (Q.S. Al-Qashash [28]: 32) berarti cacat ('aib).<sup>31</sup> Yakni salah-satu mukjizat yang diberikan kepada Musa a.s.
- 3) As-Suu', Misalnya: واظمَمْ يَبِكُ إِلَى جِنَاجِكُ تَخْرَجُ بِيْضَاءُ (Q.S. Thaaha [20]: 22) ialah keburukan dalam segala perkara (al-qabhu fii kulli syai'). Yang dimaksud di sini ialah penyakit dan tabiat yang ditakuti.
- As-Sau': jelek atau buruk. Dan suu-al-'adzaab, berarti siksaan yang buruk atau siksaan yang paling berat.<sup>7</sup>
- 5) Sii-a berarti "kesusahan", misalnya: ولا جاءت dan ketika datang : رَسَلْنَا لُوطًا سيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِم ذَرَعا utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa

1 Tofsir Al-Moraghi, jilid 7 juz 19 hlm 145

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 hlm 609; saahuun berarti laahuun (tertutop) Lihat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 232.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 hlm. 217.

<sup>2.</sup> Shohih At-Bukhori, jilid 3 hlm. 133; Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa ju artinya kekepan (at-auroat wo at-fookhisyah), dan juga berarh kemaluan (at-farju), dan juga berarh kemaluan (at-farju), dan juga berarti farji laki-laki dan perempuan, demikian menurut At-Laits Dan adalah setiap perbuatan dan perkara yang dibenu. Dikatakan: بدوة لفلان , yakni dinashabkan karena ia benci dan mengandung doʻa yang mencelakakan. Adapun asal kata أنه adalah الدورة (farji) keurudilan dipinjam untuk setiap yang merasa malu bila tersingkap baik berupa perkataan mangun perbuatan. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jihd 1 hlm. 97-98 maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah بالمراجعة maddah ب

<sup>3</sup> Tafsir al-Maraghr, jilid 7 juz 20 hlm. 53.

<sup>4.</sup> Ibid, jikd 7 juz 20 hlm. 21.

Ibid, plid 3 juz 9 hlm. 106.

<sup>6.</sup> *lbid*, jilid 6 juz 16 hlm. 104 7. *lbid*, jilid 1 juz 1 hlm. 112, Lihat, surat Al-Bagarah [2]: 49.

## ENSIKL Sy.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sempit dadanya karena kedatangan mereka. (Q.S. Huud [11]: 77)

Maka, Sii-a bihim, dalam ayat tersebut maksudnya Luth mengalami kesusahan dengan kedatangan para malaikat itu. $^{\rm IJ}$ 

Adapun منا، سبيلا adalah seburuk-buruk jalan. Yakni, cara yang dilakukan oleh manusia berupa mengawini wanita-wanita bekas ayahnya. Sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 22)

بساز مايخكنون بساز مايخكنون به mengenai jelas dan terangnya perbedaan antara keadaan hidup dan matinya orang yang berdosa dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Dan yang menganggap sama adalah suatu kekeliruan. Seperti dinyatakan: أَمْ مُعْمَلُونُ وَمُهُوا وَمَهُوا وَمَهُوا وَمَهُوا وَمَهُوا وَمَهُوا المَسْتِعَاتِ مَنْ مَعْمَلُونُ وَمَهُوا (Q.S. Al-Jatsiyah [45]: 21)

## (سَائِبَةً) Saa-ibah

Saa-ibah adalah unta betina yang dibiarkan lepas begitu saja karena nazar kepada tuhantuhan mereka. Unta itu tidak dimuati apa-apa (dijadikan kendaraan beban), bulunya tidak dipotong, dan susunya tidak diperah untuk disuguhkan kepada tamu.<sup>2</sup>1

## (السَيِدُ) As-Sayyid

As-Soyyid adalah seorang kepala yang dapat menguasai kaumnya (tuan). Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, غيضي مُصِنقًا وَصَهِر اللهِ وَسَيْدًا وَصَهْر المِنالِينَ Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." (Q.S.Ali 'Imraan [3]: 39)

## (سُوْرَةٌ) Suuratun

Suuratun, menurut lugat, adalah tempat yang tinggi (al-manzilatus-saamiyah). An-Nabighah mengatakan:

ٱلَمْ تَرْأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُوْرَةً

تْرَى كُلُّ مَلْكِ دُوْجَا يَتَدُبُدُبُ

"Belumkah anda lihat bahwasanya Allah telah memberikan kepada anda tempat yang tinggi, selain itu anda mulai tahu bahwa setiap penguasa menjadi ragu".

Adapun menurut istilah syara', berarti kumpulan ayat-ayat *Al-Qur'anul-Kariim* yang mempunyai permulaan dan akhir. Seperti surat Al-Kautsar. Dikatakan surat, karena mulia, agung, dan tingginya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut., sebagaimana *as-suuru*, yakni untuk sesuatu yang tinggi dari suatu bangunan (tembok). <sup>1</sup>

## (سَوْطُ) Sauthun

Firman-Nya, فُصِبُ عَلَيْمَ رَبُكَ سَوْطَ عَنَابٍ karena فُصِبُ عَلَيْمَ رَبُكَ سَوْطَ عَنَابٍ karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, (Q.S. Al-Fajr [89]: 13)

Keterangan

منوط artinya "cemeti", "camuk". Dan سوط : Cemeti Azab. Maksudnya, berbagai jenis siksaan yang Allah turunkan kepada mereka sebagai balasan atas kezaliman mereka. <sup>21</sup> Dan orang Arab setiap kali bencana, azab yang menimpanya mengatakannya dengan as-sauth (السوط).

## (السَاعَةُ) As-Saa'atu

Firman-Nya, خَسِرَ النَّذِينَ كَذُبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَى إِذَا جَائِبَهُمْ Sungguh telah rugilah orang-orang yang السَاعَةُ بِغَنَةُ mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba.... (Q.S. Al-An'am [6]: 31)

Keterangan

As-Saa'atu (الساعة), menurut bahasa, berarti "masa singkat tertentu" (az-zamanul-

<sup>1.</sup> *Ibid* , jilid 4 yuz 12 hlm. 63.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 45; Lihat, surat Al-Maa--dah [5]; 103.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 147.

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 2 hlm. 7.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 143; Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa disebutkannya kata disebuthu adalah isyarat yang merunjukkan bahwa azab yang besar adalah yang pantas buat mereka dengan jalan qiyos(perbandingan) di kehidupan dunia ini terhadap apa yang diancamkannya berupa cambuk di akhirat kelak sebagai siksanya. Al-Kosyoyodi, juz 4 hlm 250-251.

<sup>3</sup> Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 225.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



qashiirul-mu'ayyan). Kemudian, diartikan sebagai waktu ketika kehidupan ini berakhir, sedang alam raya musnah dengan implikasinya, berupa pembangkitan dan penghisaban. Dikatakan demikian karena sangat cepatnya masa penghisaban pada saat itu, yang seakan-akan menempuh tempo satu jam saja. <sup>()</sup>

Di dalam surat Al-A'raaf ayat 187, Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa as-saa'ah adalah bagian kecil tidak tertentu dari waktu. Menurut ahli falak, as-saa'ah, berarti satu dari 24 bagian yang setara dengan sehari semalam, yang bisa ditetapkan dengan alat yang disebut dengan "jam". Istilah inipun sebenarnya telah dikenal oleh bangsa Arab saat itu sehingga tidak heran ada pernyataan yang mengatakan, إنَّنَ عَشَرَةُ سَاعَةُ "hari jum'ah itu dua belas jam lamanya".

Kadang-kadang as-saa'ah dimaksudkan juga dengan waktu sekarang. Dan terkadang dimaksudkan juga dengan "hari Kiamat'.

Adapun pemakaian kata saa-ah (tanpa alif lam) dalamAl-Qur'anyang terbanyak mengandung arti "waktu". Sedangkan as-saa'ah (dengan alif lam) berarti saat dalam pengertian syara', yakni "saat terjadinya kehancuran total seluruh alam dan matinya seluruh penghuni bumi". Kedua arti tersebut secara bersamaan terdapat dalam firman-Nya: dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang berdosa. 'mereka berdiam (dalam kubur) melainkan baru sesaat'. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 55)

Adapun firman-Nya, وما امزالسَاعَةِ الأَكْفَحَ الْبَصْرِ أَوْ dan tidaklah urusan Kiamat itu melainkan seperti kejapan mata atau lebih dekat... (Q.S. An-Nahl [16]: 77) bahwa as-saa'ah maksudnya waktu terjadinya kiamat. Dinamakan demikian karena ia mengejutkan manusia pada suatu saat, lalu makhluk mati dengan satu kali suara keras. 3

Dalam suatu riwayat dinyatakan: مَنْ مَات Barangsiapa mati, sesungguhnya telah bangkitlah kiamatnya".<sup>4</sup>l

### (سَانَغًا) Saa-ighan

Firman-Nya, ثَنْتِيكُمْ مِمْا فِي بُطُونِهِ مِنْ يَبِنِ فَرَتِ وَدَم Kami memberimu minum ثَنْنًا خَالِمِنَا سَابِغًا لِلشَّارِينِن daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (Q.S. An-Nahl [16]: 66)

#### Keterangan

Saa-ighan maksudnya mudah lewat di tenggorokan. Dikatakan: سَاغُ الشَّرَابُ فِمَالُعَلَقٍ, dia meminumminuman dengan mudah jalannya dalam tenggorokan. Itulah minuman susu (labnun) yang berada antara tahi dan darah. Sedangkan nanah, sebagai minuman penghuni neraka, dinyatakan: مِنْعَادُ وَالْمِكَادُ يُسْبِعُهُ وَلَا يُكَادُ يُسْبِعُهُ وَلَا يُكَادُ يُسْبِعُهُ menelannya". (Q.S. Ibrahim [14]: 17)"]

### (سيقَ) Siiga - (سَاقَ) Saaga

Firman-Nya, حَتَى إِذَا أَفَلَتُ سَحَابًا ثِمَالًا سُفَنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْت hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung. Kami halau ke daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah (yang tandus) itu. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 57)

#### Keterangan

As-Suuq ialah menghalau dengan keras dan mengejutkan supaya berjalannya sebagai pertanda penghinaan dan merendahkan.<sup>2)</sup>

Sedangkan ببيق, berarti "dibawa". Seperti firman-Nya, بين انقوا زيهم إلى الْجِنَّة زَمَرا; dan orangorang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan.... (Q.S. Az-Zumar [39]: 73)

## (أَلَسُوَقُ) As-Suuqu

Firman-Nya, زَدُّوهَا عَلَيٰ فَطَلِقَقَ مُسَخًا بِالشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku", lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. (Q.S. Shaad [38]: 33)

#### Keterangan

As-Suuq artinya kaki, dan yang dimaksud dari ayat tersebut ialah kaki kuda Nabi Sulaiman a.s. Atau As-Suuq, juga "pokok", lantaran dengannya sesuatu itu dapat tegak berdiri. Misalnya batang pohon: Firman-Nya, فاستغلط فاستؤى على شوقه Lalu

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 103-104.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 126.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm 120

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 6 hlm. 197.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 5 juz 14 hlm. 101

<sup>2.</sup> *Ibid, j*ilid 8 juz 24 film. 35.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. (Q.S. Al-Fath [48]: 29)

## (السَّاقُ) As-Saaq (سَائِقٌ) Saa-iqun

Firman-Nya, وَجَانِتُ كُلُ نَفْسٍ مَفَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ dan datanglah tip-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. (Q.S. Qaaf [50]: 21)

Keterangan

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa منابق و menurut Ibnu 'Abbas, As-Saa'iqu adalah malaikat, dan asy-syahiid, adalah diri mereka sendiri berupa kedua tangan dan kakinya. <sup>1</sup>

Maksudnya, bahwa setiap manusia membawa amal perbuatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya di akhirat. Maka amalan yang buruk kedua tangan dan kakinya tah yang berperan menjadi saksi (syahiid).<sup>21</sup>

Adapun bunyi ayat, وَالْنَفَتِ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُلُولُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ الْمَاقُ ال

Sedangkan firman-Nya, يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقِ وَنِدْعَوْن بِي السُّجُودِ فَلاَيْسَتَطِيعُونَ pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. (Q.S. Al-Qalam [68]: 42).

Maksud kata *kasyfu 'an saaqin* dalam ayat tersebut adalah kekerasan. Yakni, jika mereka diuji dengan kekerasan maka mereka membuka betisnya. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah bait syair:

قَدُ شَمَرَتُ عَنْ سَاقِهَا فَشُدُّوْا

وَجَدَتِ الْحَرَبُ بِكُمْ فَجَدُوْا

"Dia telah membuka betisnya, maka bersiap-siaplah kalian, dan peperangan pun telah mulai serius, maka serius pula lah kalian".

Menurut riwayat Ibnu 'Abbas, bahwa beliau pemah ditanya tentang maksud ayat di atas. Maka beliau mengatakan, jika ada sesuatu dari Al-Qur'an makna ayat yang tidak jelas bagimu, maka carilah di dalam syair, karena ia (syair) adalah diwan Arab. Tidakkah katian mendengar ucapan pendendang:

صَيْراً عَنَاقِ إِنَّهُ شَرَيَلَقِ قَدَ سَنَّ لِيُّ صِّرْبَ ٱلْإَعْنَاقِ

وَ قَامَتِ الْحَرْثِ بِنَا عَلَى سَاقَ

"Bersabarlah hai untaku, sesungguhnya akan terjadi kemelut hebat, karena itu ia adalah tempat yang paling berbahaya, kaummu telah memberikan kepadaku sebuah contoh untuk menebas leher, dan peperangan pun telah merebah dengan serius". 1

As-Saag pada ayat tersebut adalah saatsaat yang sangat serius, saat-saat kritis, saatsaat mendebarkan, hari kiamat. Sehingga hanya sekedar sujud saja mereka tak berdaya. A. Hassan menjelaskan: "Cobalah mereka bawa sekutu-sekutu dan pembantu-pembantu mereka di hari Kiamat yang sangat besar huru-haranya. di mana mereka akan dipanggil supaya sujudi tetapi mereka tidak berdaya.2 Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan keadaan mereka: "Pandangan-pandangan mereka tertunduk sedang mereka ditimpa kehinaan, padahal di dunia mereka pernah diseru untuk sujud di saat mereka sejahtera". (ayat ke-43)

## (سَوَّلَ) Sawwala

Firman-Nya, الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَيْمَ وَأَمَلَى لَيْمَ ...Setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan. (Q.S. Muhammad [47]: 25)

Keterangan

Dikatakan: بَشُوْلُتُ لَهُ نَفْسُهُ كَذَا (menghiasinya). Dan له (menghiasinya). Dan نقواة (menyesatkannya). At-Taswiil (masdar أغواة (might يُسْنُولُ تُسْوِيَالُ أَسْوَيَالُ مُسْوِيَّالًا ) adalah membaguskan sesuatu, menghiasi dan memberikan daya tarik kepada manusia untuk melakukannya atau mengatakannya. <sup>3</sup>

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 244.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 hlm, 244.

A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no. 4279 hlm. 1161.

<sup>1</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 16.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no. 4141 hlm. 1128.

عن ول Ibnu Manzhur, Liso*anul 'Araab*, jilid 11 hlm 350 maddah من وال

## ~**+**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Firman-Nya, وَكُذَئِكَ سَوْلَتَ لِي نَفْسِي Dan begitulah . nafsuku membujuknya. (Q.S. Thaaha [20]: 96)

Maka, Sawwalat lii nafsii dalam ayat tersebut maksudnya ialah nafsuku membuatku memandangnya baik.<sup>11</sup> Surat Thaha ayat 96 mengisahkan tentang perbuatan Samiri untuk tetap menyembah anak sapi. A. Hassan menjelaskan, "Pendapatku tidak sama dengan pendapat mereka yang jadi umatku. Yang demikian itu sedikit saja aku ikut perjalananmu yang dikatakan rasul, lalu yang sedikit itu pun aku buang, karena demikiantah nafsuku tampakkan baik bagiku".2] Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi: la jawab: "Aku lihat sesuatu yang mereka tidak lihat; oleh yang demikian itu aku genggam saja dari jejak rasul itu, lantas aku buang dia, karena begitulah aku diperintah oleh nafsuku". (al-ayah)

Ayat tersebut menjelaskan, begitulah pengakuan Samiri sebagai penyembah nafsu, dengan menciptakan sesembahan baru, sembahan anak sapi, pedet emas.

## (يَسُوْمُ) Yasuumu-(سَامَ) Saama

Firman-Nya, إِذَ أَنْجِاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرَعُوْنَ يَسُومُونُكُمْ سُوء (Fir ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Fir aun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, (Q.S. lbrahim [14]: 6)

#### Keterangan

Yasuumuunakum dalam ayat tersebut maksudnya ialah mereka menyiksa katian (membebani).<sup>3</sup> Dan, Yasuumunahum, yang tertera di dalam firman-Nya, وَادْ تَأَذُّن رَئِكَ لَيْنِعَتْنُ عَلَيْهِمْ أَلَّهِ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 167) maksudnya ialah merasakan dan menimpakan kepada mereka.<sup>4</sup>

#### (سَوَاءٌ) Sawaa-un

Firman-Nya, لَيْسُوا سُواءَ مِنْ أَغْلِ الْكِتَابِ اللَّهُ قَائِمَةُ يَتَلُونَ Mereka itu tidak sama; عَنِيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْخِدُونَ di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 113)

#### Keterangan

Sawaa-an (شنوانه) artinya sama. Dan dikatakan antara si fulan dengan si fulan sawaa'un (sama saja). Maksudnya, keduanya sama. Kata ini dipakai untuk dua orang dan jamak. Maka dikatakan: مُؤسواءٌ مُمْ سَوَاءٌ (mereka berdua dan banyak sama saja). ا

Firman-Nya, فَاتَنْمَ فِيهِ سَوَاءٌ (Q.S. Ar-Ruum [30]: 28) maksudnya ialah mereka (hamba-hamba sahaya kalian itu) dapat bertasarruf (mengolah) terhadap harta benda itu, sebagaimana kalian mentasarrufkannya.<sup>2)</sup>

Firman-Nya, وَإِمَّا تَخَافَنُّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ قَائَبِدٌ إِلَيْهِمْ عَلى (Q.S. Al-Anfaal [8]: 58) Maka, 'alaa sawaa' adalah menurut cara yang jelas, tanpa ada penipuan, pengkhianatan, dan kezaliman.<sup>3]</sup>

## (سَوَاءٌ) 'Sawaa' (سَوتًا) Sawiyyan

Firman-Ñya, له يَأْبَكُ مِنَ الْعِلْمِ مَا الْعِلْمِ مَا الْعِلْمِ مَا Wahai bapakku, wakai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. (Q.S. Maryam [19]:

#### Keterangan

Shiraathan sawiyyan dalam ayat tersebut maksudnya ialah jalan lurus yang mengantarkan seseorang kepada pencapaian kebahagiaan. 4

Adapun شواء الشبيل: jalan yang lurus. Arti selengkapnya: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada rasul kamu seperti Bani Isra'il meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 108) Yakni mereka yang tetap dalam keimanan, tidak kafir.

Begitu juga شواء المبراط: jalan yang lurus. Yakni jalan yang harus ditempuh dalam

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 16 hlm. 142.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Furgan, catatan kaki no. 2216 hlm 608.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 127.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 3 juz 9 hlm. 97.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 34.

<sup>2 /</sup>bid, jilid 7 juz 21 hlm, 42.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 19.

<sup>4</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 54.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

memutuskan hukum, yang secara khusus merujuk kepada Daud ketika memutuskan perkara. (Q.S. Shaad [38]: 22)

Dan sawaa'un berarti "adil" (al-'adl), dan masing-masing di antara kami bersikap sportif. المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة الم

#### (سَوَا) Sawwaa

Firman-Nya, اَكفَرْت بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ مُوْتَمَّ مِنْ غُطَفَةٍ فَمْ Aan dari setetes mani itu, Dia menjadikan شَوَاكَرَجُلًا kamu seorang laki-laki yang sempurna. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 38)

Keterangan

. سَوِيَ سِويَ ..... Di dalam Kamus disebutkan: سَوِيَ الرَّجْن , yakni مَنْزَهْ lurus بَاسْتِقَامَ أَمْرُهُ yakni مِنْوِيَ الرَّجْن lurus perkaranya; dan مِنَاوَى هَذَا بِذَاك ,yakni menyamakan. كَا

Berikut maksud kata sawwaa yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Firman-Nya, إِذْ نُسُوَيْكُمْ بِرَتِ الْعَالَيْنِ (Q.5. Asy-Syu'araa' [26]: 98) Maka, nusawwiikum maksudnya ialah Kami menjadikan kalian sama dengan-Nya dalam 'berhak' untuk disembah.<sup>3</sup>
- Firman-Nya, فإذًا سؤنْتُهُ ونقَحْتُ فبه مِن رُوحي فقعُوا له (Q.S. Al-Hijr [15]: 29) Maka, Sawwaituhu maksudnya ialah menyempurnakan kejadiannya dan mempersiapkannya untuk ditiupkan ruh kepadanya.<sup>4</sup>
- 3) Fa-sawwaaka, yang tertera di dalam firman-Nya, اللَّذِي خُلَقَكُ فَسُوْاكُ فَعَدِلُك (Q.S. Al-Infithaar [82]: 7) maksudnya ialah menyempurnakan kejadian tubuhmu untuk siap dimanfaatkan. أ

- Fa-sawwaahaa, yang tertera di dalam firman-Nya, زفغ سَمْكَهَا فَسَوَّاها (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 28) Maksudnya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau merampungkannya.<sup>11</sup>
- 5) Fa-sawwaa, yang tertera di dalam firman-Nya, النبي خلق فسؤى (Q.S. Al-A'laaa [87]: 2) Maksudnya ialah merampungkan atau menyempurnakan penciptaan makhluk-Nya. Atau menciptakannya secara sempurna tanpa ada perbedaan dan ketidakseimbangan.<sup>2</sup>
- 6) Sawwaaha, yang tertera di dalam firman-Nya, وَنَفْسِ وَمَا سَوْاهَا (Q.S. Asy-Syams [91]: 7) maksudnya ialah yang telah meletakkan kekuatan lahir batin padanya serta menjadikannya kekuatan tersebut berfungsi pada pekerjaannya masing-masing yang telah ditentukan oleh-Nya. 31
- 7) Fa-sawwaahaa, yang tertera di dalam firman-Nya: افكَذُبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَاهَا (Q.S. Asy-Syams [91]: 14) Maksudnya ialah kemudian Allah meratakan siksaan-Nya terhadap semua kabilah hingga tak seorang pun luput darinya. 4

#### (شۇي) Suwaay

Firman-Nya, تمْكَانًا سَوَى: tempat yanş pertengahan (letaknya). (Q.S. Thaaha [20]: 58)

Keterangan

Suwa dalam ayat tersebut ialah tanah yang datar, bukan gunung dan bukan pula jurang sehingga menghalangi penglihatan. <sup>5</sup>

Sedangkan firman-Nya, بَوْ سُواه الْجَجِيمِ di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 55) dikatakan, إمَكَانُ سُوَى وسُواء yakni wasathun (pertengahan), dan dikatakan سُواءُ وَسُوَى وَسُوى yakni berada di tengah-tengah dari kedua ujungnya. Yang dipergunakan dalam bentuk sifat dan zharaf yang asalnya berupa masdar. أ

## (سَـوْأَةٌ) Saw-atun

Firman-Nya, كَيْفَ يُوَارِي سَوَاٰةَ أَخِيهِ Bagaimanakah dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya...? (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 31)

<sup>1.</sup> fbid, jilid 1 juz 3 hlm. 177.

<sup>2</sup> Komus Al-Munawwir, hlm 681.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 7 juz 19 hlm. 86.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 5 juz 14 hlm. 20.

<sup>5.</sup> *tbid*, jilid 10 juz 30 hlm. 65.

<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 30,

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 120

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 184.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 18.

<sup>5</sup> *lbid*, pilid 6 paz 16 hlm. 120.

<sup>6.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 258.



Keterangan

As-Saw-ah adalah perkara buruk dan perbuatan jelek yang menyebabkan orang tak suka melihatnya. Dan apabila kata-kata as-sauah dinisbahkan kepada manusia, maka yang dimaksud ialah auratnya yang keji, karena seseorang tidak suka bila auratnya kelihatan. karena manusia mempunyai rasa malu yang fitri. 13 (Lihat juga, Q.S. Al-A'raaf [7]: 20)

## (سَاخ) Saa<u>h</u>a

Firman-Nya, فْسِيحُوا فَي الْأَرْضَ أَرْبَعْهُ أَشْهُر Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan... (Q.S. At-Taubah [9]: 2)

Keterangan

As-Siyahatu fil-ardhi: berpindah-pindah di muka bumi. Yang dimaksud ialah kebebasan berpindah-pindah di muka bumi selama empat bulan, disertai dengan jaminan keamanan, tanpa ada gangguan dari kaum muslimin untuk memerangi mereka selama bulan itu.21

سَاحَ نِسِيحُ سَاحاً وَ سِيَاحًا فَهُو سَاحٍ وَ Dikatakan, الله عَامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَ سنخ. Artinya "pergi", "pindah". As-Saa-ihuuna (الشَّانِّيْنِ) artinya orang yang melawat, maksudnya melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. Ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa. (Q.S. At-Taubah [9]: 112); sedangkan Saa-ihaatin (شانخات), artinya berpuasa. (Q.S. At-Tahrim [66]: 5)

#### (شاز) Saara

Firman-Nya, وتُبِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا Dan gunung benar-benar berjalan. (Q.S. At-Thuur [52]: 10)

Keterangan

رساز - سَيْرًا وْ سِيْرَةُ وَتُسْيَازًا و مَسَارًا وْ مَسَارًا وْ مَسِيْرَةُ ، Dinyatakan yakni مئني (berjalan).31 Adapun Tasyiirul-jibaal pada ayat tersebut maksudnya ialah meletusnya gunung-gunung. Hal ini terjadi karena gelegar yang dasyat telah mengguncangkan bumi yang mengakibatkan bumi retak dan memisahkan gunung-gunung dari pangkalannya dengan letusan yang memuntahkan isi ke angkasa.41

وَمُنْرُتُ الْحِبَالُ فَكَانُتُ سُوانًا ،Dan pada firman-Nya (Q.S. An-Naba' [78]: 20) maka, Wa suyyiratiljibaal maksudnya ialah hilang dari tempatnya dan batu-batunya beterbangan. 1

-Q.S. Al) ثُمُ فَيَضَنَاهُ إِنْيُنَا فَيْضًا يُسِيرًا Q.S. Al-Furgan [25]: 46) Maka, Yasiiran maksudnya ialah berjalan secara perlahan, sedikit demi sedikit sesuai dengan perjalahan matahari di orbitnya.<sup>2</sup>

قَالَ خُذُهَا وَلاَ تَخَفُ سَنُعِيدُهَا,Adapun firman-Nya (Q.S. Thaaha [20]: 21) سيرتها الأولى

Maka, سيرتَهَا الأُولَى, maksudnya ialah keadaan semula, yaitu menjadi tongkat. Dikatakan kepada orang yang berperilaku tertentu, kemudian meninggalkannya berpaling dari padanya, lalu kembali lagi kepadanya, غَادَ فُلاَنٌ سِيْرَةَ الأَوْلَى, si fulan kembali kepada keadaannya semula.33

Kata sayyara yang mengindikasikan sebagai sesuatu yang dijalankan oleh Allah dinyatakan di dalam firman-Nya, وَنَوْمَ نُسْيَرُ الْجِيَالُ Dan (ingatlah) pada hari (yang ketika itu) kami perjalankan gunung-gunung, Baca Al-Yaum,

هُوَ الَّذِي يُسْيَرُكُمْ فِي الْيَرَ Begitu juga firman-Nya, هُوَ الَّذِي يُسْيَرُكُمْ فِي الْيَرَ والنغر: Dan Tuhan dapat menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan (berlayar) di lautan. (Q.S. Yunus [10]: 22)

## (أَلْسَتُّارَةُ) As-Savyaaratu

... dia dipungut : يُلْتَقِطُهُ بَعْضُ السُّيُّارَةِ Firman-Nya, oleh beberapa orang musafir... (Q.S. Yusuf [12]: 10)

Keterangan

rombongan) ٱلقافلة As-sayyaarah artinya yang mengadakan perjalanan).4]

#### (السَّيْلُ) As-Sailu

dan Kami. نَوَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْفَطْرِ ,dan Kami alirkan cairan tembaga baginya.... (Q.S. Saba' [34]: 12)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan, سَالُ الشُّئُ يُسِيْلُ sesuatu itu mengalir dan saya) وَأَسْلِءَتُهُ لَهُ أَنَّا mengalirkannya). Dan kata أَسَلُمَا pada ayat di atas maknanya adalah kami mengalirkan cairan

<sup>1</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 117.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 4 juz 10 hlm. 52.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab sın hlm. 467.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 52.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 10.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 7 juz 19 film. 22.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 101. 4. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab gaf him. 467.





kepadanya (adzabnaa lahu). Al-Isaalah pada hakikatnya ialah keadaan di dalam tembaga (qithr) yang dihasilkan setelah mencair. dan as-sailu sendiri pada asalnya bentuk masdar dan dijadikan sebagai nama (isim) bagi air yang datang kepada anda yang bukan karena hujan

yang menimpa anda. Seperti firman-Nya, فَاحْتُمُنانَ رَبِينا السُّيْلِنُ رَبِّمُا رَابِينا ....Maka arus itu membawa buih yang mengambang.... (Q.S. Ar-Ra'du [13: 17)]

الشين Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa الشين adalah curahan air yang melimpah (اللهُ الْحَقِيْرُ السَّنِينِيُّ). Dan jamaknya شَيْقِرُ السَّنِينِيُّ 21

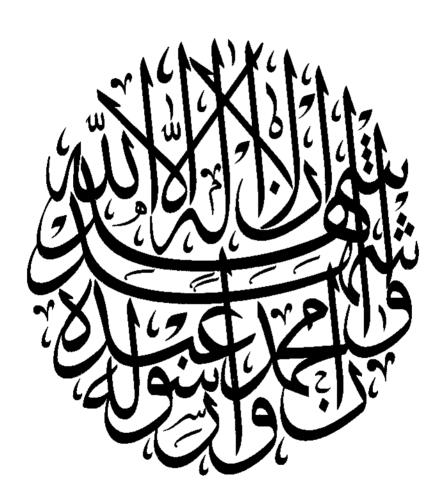

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur,  $\mathit{Op.\,Cit.}_{\tau}$  jilid 11 hlm. 351 maddah ان ب



Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 259; di dalam tisonul 'Arob disebutkan: اثماله غيزة وسيلة (mengalir), begitu juga, أبياله غيزة وسيلة (bhu Manzhur, Op. Cit., jilid 11 hlm. 351 maddah المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة ال





## (شَـأَنٌ) Sya'nun

Firman-Nya, بِنَكُنُ امْرِي مِنْهُمْ يُوْمَنِدُ شَأَنُ يُغْنِيهِ Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. (Q.S. 'Abasa [80]: 37)

Keterangan

Sya'nun artinya kesibukan (syaghlun). Dan yughniihi pengertian kata ini sama dengan apa yang dikatakan oleh penyair dalam bait syairnya: سَيُغُنيُكَ حَرْبُ بَيْ مَالِك

"Memerangi Bani Malik akan membuat

عَنِ الْفَخُشِ وَأَلْجَهُلِ فِمَا لَحُفْلِ

kalian tidak bisa lagi melakukan perbuatan keji dan bodoh dalam pesta-pesta kalian". <sup>11</sup> Yakni, karena sibuknya sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan aktifitas lain, karena peperangan adalah upaya menyita energi, pikiran, perasaan dan harta benda. Di dalam Mu'jam disebutkan makna اَنْمُنْ أَنْ الْفَالُ وَ الْفُمْنَ (keadaan dan urusan), dan juga berarti اَنَحُالُ وَ الْفُمْنَ (kedudukan dan kekuasaan), dikatakan, المُحَالِّ مِنْ أَنْهُ الْفَالُو وَ الْفُمْنَ (laki-laki yang masuk dalam golongan orang-orang yang berkeinginan), dan juga berarti الْخَطْبُ (keperluan, kepentingan). Dan jamaknya الْعَالِيَةُ (bencana, kesusahan), Dan jamaknya العالية Dan Allah Swt. dalam melayani keperluan apa yang ada di langit dan di bumi

## (مُشْتَهُا) - Musytabihan (شُبَهَ)

Firman-Nya, الْكِتَابُ وَأَخْرُ (الْكِتَابُ وَأَخْرُ (الْكِتَابُ مُعْكَمَاتُ مِّنُ أَمْ الْكِتَابُ وَأَخْرُ (الْكِتَابُ الْكَتَّابُيَاتُ (الْكَتَّابُيَاتُ (الله ) ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 7)

sebagai kesibukan-Nya dinyatakan dengan, بَسَأَلُهُ

Q.S. Ar-Rahman) مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُ يَوْم هُوَ فِي شَأَنَ

Keterangan

[55]: 29)

Al-Mutasyaabih, kadang diartikan untuk sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian dan partikel-partikel, yang satu sama lainnya hampir

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 49.

sama bentuknya. Terkadang diartikan untuk halhal yang serupa tapi tidak sama.<sup>13</sup>

Adapun Mutasyabihan wa ghairu Mutasyabihin yang tertera di dalam firman-Nya, وَجَنَاتِ ...dan kebunkebun anggur, dan (Kami keluarkan pula ) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 99)

Maksudnya serupa dalam sebagian sifatnya dan tidak serupa dengan sebagian lainnya.<sup>21</sup>

Kitaaban mutasyaabihan Di dalam firman-Nya, كَتَابُا مُتَمَّانِيَ مَثَانِيَ نَقْشَعِرُ بِنَهُ جَلُودُ الَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُهُمُ Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orangorang yang takut kepada Tuhannya. ...(Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

Maksudnya Al-Qur'an yang masih samar. Antara yang satu dengan yang lain terdapat kesamaran dalam hal fashahah, balaghah, tanasukh. Namun antara (satu ayat dengan yang lain) tidak ada pertentangan. Kemudian diikuti dengan sifat matsani, bahwa Al-Qur'an diulangulang dalam lapangan nasehat secara bijaksana; mengulang-ulang hukum halal dan haramnya dan mengembatikan ingatan para pembacanya untuk merenungi kisah-kisahnya tanpa ada kebosanan dan jemu.

Imam Ath-Thabari mengatakan bahwa diulang-ulang ayat Al-Qur'an dari hal kabar para nabi, para rahib, tentang keputusan, hukumhukum dan hujjah-hujjahnya. <sup>3</sup>J

## (شَتَّى وَ أَشْتَاناً) Syattay wa Asytaatan

Firman-Nya, قَافَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِنْ نَبَاتِ شَقَّى ...Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. (Q.S. Thaaha [20]: 53)

dysr Ar-Iwardyn, jaid 3 jaz 7 ilin. 190.
 Ash-Shabuni, Shafiwoatut-Tafaasur, jilid 3 hlm. 77; Mutasyaabi-han: loisa mind-isybaah (tidak ada kesamaran) tetapi menyerupai sebagiannya dengan sebagiannya dengan sebagiannya dengan sebagian yang lain akan bukti kebenarannya. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 187



<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab synn hlm. 469

<sup>1</sup> Tofsic Al-Maraghy, pltd 1 juz 3 hlm. 93.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 196.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Syatta adalah bentuk jamak dari syatiit, sebagaimanaa halnya kata mariid jamaknya adalah marda; yakni bernacam-macam manfaat, rasa, warna dan bentuk. <sup>1</sup>

Sedangkan firman-Nya, نفضيهٔ جبيفا وقلوبهٔم ....Kamu mengira mereka bersatu sedang hati mereka berpecah belah.... (Q.S. Al-Hasyr [59]: 14)

Syatta, "pecah belah". Mohammad Yusuf Ali menjelaskan, mungkin saja mereka punya semangat juang yang tinggi di antara mereka, tapi mereka tak punya landasan sebagai pendorong untuk diperjuangkan dan tidak pula dalam mencapai tujuan bersama. Kaum Mekkah ingin mempertahankan autokrasi yang sewenangwenang, kaum munafik Madinah ingin mencapai kekuasaan sendiri di Madinah, kaum Yahudi ingin mewujudkan keunggulan rasialnya di mata bangsa Arab. Persekutuan mereka itu purapura tak akan dapat menahan beban kekalahan ataupun kemenangan.<sup>2)</sup>

Inilah yang mendorong kaum Muslim untuk memerangi mereka. "Sesunggunhya prajurit itu apabila sudah mengetahui kelemahan musuhnya akan bertambah giat dan bersemangat".<sup>3]</sup>

Tahsabuhum jamii'an waquluubuhum syatta adalah indikasi adanya perpecahan hati. Yakni hati mereka kosong dan mereka tidak memahami rahasia sistem kehidupan serta tidak memahami persatuan sebagai rahasia suatu keberhasilan.<sup>4</sup>

Artinya, persatuan hanya ada pada: iman kepada Allah dan menyerah sepenuh hati kepada rasul-Nya terhadap ketentuan syariat yang dibawanya (Islam), tidak melakukan penyelewengan terhadap ajaran yang dibawanya (seperti tahriif yang dialamatkan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani). Inilah kesatuan hati (mu'alifatun quluub) sebagai lawan dari quluubun syatta. Baca Islam.

Dan Asytooto yang tertera di dalam surat Az-Zalzalah ayat 6 (بَوْنِنَةٍ يَصْنَرُالنَاسُ أَشْنَانَا لِيُرَوّا أَعْسَائُهُمْ), adalah berbicara tentang hari hisab. Bahwa manusia saat itu sibuk dengan melihat sendiri catatan amalnya masing-masing.

Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa asytaata maksudnya putih berseri di wajah orang-orang mukmin dan hitam pekat di wajah orang-orang yang menentang (kafir). Atau berarti asytaata merupakan pembeda antara jalan yang dituju kelompok yang ke surga ataupun ke neraka. Yang demikian itu lantaran terlihat dari amal perbuatannya. <sup>1</sup>

Asytaata adalah kata bentuk jamak, dan bentuk mufradnya adalah syatiit, "berceraiberai dan saling gontok-gontokan", orang baik ataupun yang jahat, mereka tidak berada dalam satu jalan". Asytaata juga menunjukkan kata jamak dari syattay. Sedangkan asy-Syitaa-u, adalah al-firqah (kelompok). Perkataan, خنفنن, artinya kelompok mereka telah berceraiberai.

## (اَلَشْتَاءُ) Asy-Syitaa-u

Firman-Nya, إِيْلَاقِهِمْ رِحْلُةُ الشِّنَاءِ وَالصَّيْنِيِّ: (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (Q.S. Quraisy [106]: 2)

Keterangan

Asy-Syitaa' artinya musim dingin. Yakni saat bepergian yang kerap dilakukan oleh orangorang Quraisy. Keadaan mereka dinyatakan sebagaimana perkataan anda, اَوْ الْلَقَاةُ إِلَاقًا الْفَتْ اللَّهُمُّ إِلَّهُ وَالِاقًا وَالْاقَاءُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّاقِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## (شَجَرَ) Syajara

قَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَعَكِّمُوكَ فِيما,Firman-Nya فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَعَكِمُوكَ فِيما Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 10 juz 30 hlm.



<sup>1</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jihd 6 juz 16 hlm. 117: Asytotoa, Syatta, Syataotun, dan Syattun adalah satu arti, yakni bermacam-macam-Lihat, Shahih Al-Bukhon, jilid 3 hlm. 166.

Abdullah Yusuf Ali, Qur'an Terjemah dan Tofsirnya, Catatan kaki no 5391 him. 1426.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 28 hlm. 79

<sup>4.</sup> Ibid.

Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 276.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 218.

<sup>3.</sup> Ash-Shabuni, *Tafsir Ahkom,* jilid | 2 hlm. 221; dan dikatakai فوني: dan kaumku menjadi kacau dalam menghadapi perkara. *Mu'jam Al-Wasiith*, juz 1 bab *syin t*.lm. 472.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 65)

Keterangan

Secara umum, syajarah adalah segala sesuatu yang tumbuh di permukaan bumi. Sedangkan Syajara baina-hum, maknanya 'mereka telah berselisih di dalamnya'. <sup>13</sup>

## (شَجَرَةٌ) Syajaratun

Firman-Nya, بَاذَ يُبَايِمُونَكَ نَعْتُ الشُّجَرَة ....ketika mereka berjanji di bawah pohon.... (Q.S. Al-Fath [48]: 18)

Keterangan

Asy-Syajarah dalam ayat tersebut adalah Pohon Samurah (pohon thalh, yang sekarang dikenal dengan pohon Sanath). Orang-orang mukmin telah menyatakan janji setia mereka kepada bayang-bayang pohon tersebut kepada Rasulullah saw.<sup>2</sup>1

Asy-Syojarah yang tertera di dalam surat Al-Israa' ayat 60 (وَالسَّجَرَةُ اللَّمْوَةُ فِي الْقُرْءَانِ), maksudnya adalah pohon zaqum. المحافظة في القرّءان , maksudnya adalah pohon zaqum. Menurut Ayat ke 5-hingga 53 dari surat Al-Waqi'ah menyebutkan bahwa pohon zaqqum tersebut menjadi makanan orang-orang sesat, mereka dikenyangkan dengan pohon-pohan zaqqum, kemudian minumannya dengan air yang mendidih dengan cara minum seperti unta yang kehausan

Syajaratun mal'uunah dinyatakan juga di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 52. A. Hassan menjelaskan sebuah riwayat sebagaimana tersebut di dalam tafsirnya: "Kaum musyrikin mengejek umat Islam, katanya Nabi Muhammad berkata: "Neraka itu api yang menyala-nyala, bagaimana api itu bisa tumbuh dari pohon?"

Jadi pohon yang terlaknat dalam Qur'an ini juga membikin fitnah dari kalangan kamu muslimin yang goyah hatinya dengan ejekan kaum musyrikin, tetapi mereka yang percaya bahwa Tuhan yang mejadikan lidah dan perut burung kasuwari (burung unta) tidak dimakan api itu berkuasa menumbuhkan pohon di api, tidak gentar terganggu imannya dengan ejekan itu.<sup>4</sup>J

Dan, Syajaratul khuldi yang tertera di dalam surat Thaaha ayat 120 (الخُلْب والله لا على شخرة), adalah pohon yang apabila manusia memakan buahnya, maka dia akan hidup abadi, tidak akan mati-mati. Syajaratil khuldi adalah sebuah istilah yang dipergunakan oleh setan dalam membujuk keduanya (Adam dan Hawa) untuk melanggar larangan-Nya. Dan dalam melancarkan bujukannya, setanpun menggunakan kata nasehat kepada keduanya (ناخها من الناصيعين Baca Nashaha.

## (شُخً) Syu<u>hh</u>a

Firman-Nya, نَوْمَنْ يُوقَ شَعْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْقُلْعُونُ dan siapakah yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 9)

Keterangan

Asy-Sya<u>hh</u>u adalah kekikiran yang disertai ketamakan, dan ia merupakan gharizah dalam jiwa dan karenanya ia disandarkan kepadanya. Di antaranya dinyatakan perihal usaha menciptakan perdamaian, وَالصَّلُغُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَت الْأَتَفُسُ الشَّغُ ...Dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu kikir. (Q.S. An-Nisa' [4]: 127)

Imam Ash-Shabuni menukil ucapan Ibnu 'Umar, katanya: "asy-syuhha bukan melarang seseorang dari mengeluarkan hartanya, namun asy-syuhha tidak lain adalah tamak dan memelototkan kedua matanya dari memiliki harta yang belum dimilikinya". <sup>21</sup>

Terdapat sedikit perbedaan antara Asysyuhh dan al-bukhl. Maka arti lafaz pertama lebih intens dari lafaz kedua, karena pada umumnya asy-syuhh adalah al-bukhl atau kikir yang disertai keutamaan. Ungkapan lain tentang kikir, yang di antaranya sangat mencintai harta benda dinyatakan syadiid, sebagaimana tertera di dalam surat Al-'Aadiyaat ayat 8 (نَشَيِنُ) yakni, "sangat bakhil", "sangat kikir". Dan dikatakan kepada orang yang bakhil dengan syadiid.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 231; *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 10 juz 30 hlm. 222; *Mu'jam Al-Wasiith*, juz 1 bab syin hlm. 476.



<sup>1.</sup> Kitab At-Tashiil, him. 23

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 9 juz 26 him. 100

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 15 hlm. 62.

<sup>4.</sup> Tajsır Al-Furgon, catatan kakı no. 1805, hlm. 540.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 157.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 352; Hasyiyatush- Shaawi 'alaa Tafsır Jalalain , jilib 4 hlm. 190.

<sup>3.</sup> Mabaahits fü 'Uluumil Qur'an, hlm. 290.

# ·•

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (شُخُوْمٌ) Syu<u>h</u>uumun

Firman-Nya, خَرْمُنَا عَلَيْهِمْ شَحُومُهَما إِلَّا مَا حَمَلَتُ ....Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar atau yang bercampur dengan tulang. (Q.S. Al-An'am [6]: 146)

Keterangan

Asy-Syahmu adalah zat lemak yang ada pada usus, perut besar dan buah pinggang. ا Dinyatakan: شجم شخما Yakni, lemak dan kegemukan.<sup>2</sup>

## (الْمَشْخُونِ) Al-Masyhuun (شَحَنَ) Syahana

Firman-Nya, وَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفَلْكِ الْمُسْحُونِ lalu Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 119)

Keterangan

Al-Masyhuun (الكَشَخُون): yang penuh. الكَشَخُون): yang penuh. الكَشَخُون Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, بِذُ أَبِقَ إِلَى الضَّلَاتِ المُشْخُونِ (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 140)

## (شَاخِصَةٌ) Syaakhishatun

Firman-Nya, الذين كفرُوا شاخِصَةُ أَبِصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 97)

Keterangan

## (شَدُ) Syadda

Firman-Nya, وَشَكَدُنَا مُلْكُهُ وَمَاتَئِنَاهُ الْجِكُمَةُ وَفَصَلَ : dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. (Q.S. Shaad [38]: 20)

#### Keterangan

Syadadnaa asrahum yang tertera di dalam surat Al-Insaan ayat 28 (نَعَنْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدِدْنَا أَسْرَمُمْ وَالِثَا), maksudnya, Kami kukuhkan persendian mereka dengan syaraf-syaraf dan urat-urat. المنابع Makmar mengatakan bahwa asrahum adalah kuatnya persendian (syiddatul-khalqi) dan setiap yang dikuatkan oleh dari sebuah persendian maka ia adalah ma'suur. المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع الم

Al-Asyuddu yang tertera di dalam surat Al-Qashash ayat 14 (وَيَّا بِلَغُ أَشُدُهُ وَاسْتُوَى ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا) adalah kata dalam bentuk jamak dari syiddatun, sebagaimana kata an'um dan ni'mah. Asyiddatun, berarti kekuatan dan kekerasan. Maka buluughulasyiddah, berarti sempurnanya kekuatan jasmani dan habisnya pertumbuhan yang dipandang. <sup>3</sup>

Al-Asyuddahu yang tertera di dalam surat Al-An'aam ayat 152 (وَلا نَقْرَبُوا مَالُ الْبَتِيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ ialah masa seseorang mencapai pengalaman dan pengetahuan. Dan ukuran kedewasannya, minimal telah bermimpi dan keluar mani yang merupakan permulaan umur dewasa. Sedang, Al-Asyuddu yang tertera di dalam surat Al-Hajj ayat 5 (الشَدْتُخُمُ عِلْفَلا ثُمْ لِغَيْلُولُ الْهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

## (شِدَاداً) Syidaadaa

Firman-Nya, وَبَنْيُنَا فَوَقَعُمْ سَبُعًا سَداها: dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh, (Q.S. An-Naba' [78]: 12)

#### Keterangan

Sab'an syidaadaa dalam ayat tersebut ialah tujuh langit yang kuat dan rapi serta tidak retak-retak dan pecah-pecah.<sup>6</sup> Az-Zamakhsyari

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 3 paz 8 hlm 57.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab syin him. 474,

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maroghi, plid 8 puz 23 hlm. 82.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 6 juz 17 hlm. 68.

<sup>5</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm 163.

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wosith, juz 1 bab syin hlm. 475.

<sup>1</sup> Al-Maraghi, Op. Crt., pild 10 juz 29 film. 173.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 220.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 7 juz 20 hlm. 42.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 3 juz 8 hlm. 69; Al-Asyuddu ialah Al-Iktimaal (sempurna). Dan dikatakan. بنه بكتاب vakni sempurna dan telah sampai kekuatannya. Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab syin hlm. 476.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 87

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 4.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menjelaskan bahwa شِدَادا jamak dari شِدِيْدة, yakni kokoh kuat ciptaan-Nya yang yang tidak lapuk oleh pergerakan zaman.<sup>1]</sup>

La-Syadiid, yang tertera di dalam surat Al-'Aadiyaat ayat 8 (وَإِنَّهُ لِعَبُ الْغَيْرِ لَشْدِيدٌ) adalah sangat bakhil, sangat kikir. Dikatakan kepada orang yang bakhil dengan syadiid.<sup>2]</sup>

Asyaddu 'adzaaban yang tertera di dalam surat Thaaha ayat 71 (وَلِتُمْلَمُنُ أَيْنًا أَشَدُ عِدَانِا وَأَبْقَى) berarti azab yang paling kekal. الإعماد yang jaling kekal. Yakni jenis siksaan yang dikenakan oleh Fir'aun kepada para tukang sihirnya yang beriman kepada Musa a.s.

## (شَرَبَ) Syaraba

Firman-Nya, فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي. Barangsiapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 249)

Keterangan

Asy-Syurbu adalah meminum air dengan mulut, tanpa memakai tangan ataupun gelas, dan langsung diminum dari sumbernya.<sup>4</sup>

### (شَرَابٌ) Syaraabun

Firman-Nya, يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ ...darí perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, padanya terdapat obat bagi manusia.... (Q.S. An-Nahl [16]: 69)

Keterangan

Asy-Syaraab adalam ayat tersebut berarti madu. المرابع طهورا المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

Adapun, Syaraabaa yang tertera di dalam surat An-Naba' ayat 24 (لا يَذُوفُونَ فِهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا) adalah minuman yang dapat menghilangkan dahaga dan menyejukkan batin. 11

### (شِرْبٌ) Syirbun

Firman-Nya, څۀ شرې مُخفَصَرٌ: ...tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran). (Q.S. Al-Qamar [54]: 28)

Keterangan

Asy-Syirbu, artinya "giliran". Dan بعنضر , adalah giliran yang dihadiri oleh pemilik giliran itu menurut gilirannya. Yakni, suatu suatu kali dihadiri oleh unta, dan pada saat yang lain dihadiri oleh kaum Nabi Saleh. <sup>21</sup>

Sedang, *Asy-Syirbu* yang tertera di dalam surat Asy-Syu'araa' ayat 155 (مَرْتَ يَوْمُ مَعْلُوم فَالْ مَنْدِهِ نَافَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَنَكُمْ) berartí bagian.<sup>3]</sup>

### (شرح) Syara<u>h</u>a

Firman-Nya, افَعَنْ شَرَحُ اللَّهُ صَنْدَرَهُ الإِسلامِ فَهُو عَلَى نَوْرٍ. Maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? (Q.S. Az-Zumar [39]: 22)

Keterangan

Syar<u>h</u>u Shadri lil-Islam, adalah lapang dada untuk Islam. Maksudnya, gembira dan tentram menerimanya.<sup>4</sup>

Dan, Syaraha bil-kufri shadran yang tertera di dalam surat An-Nahl ayat 106 (وَمَكُنُ مِنْ شَرْحَ بِالْكُفُرِ) maksudnya menyakini kekufuran dan hatinya merasa senang dengannya.<sup>5]</sup>

Di dalam surat Asy-Syarh, alam nasrah laka shadrak, ayat ke-1. Az-Zamakhsyari menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa makna syarahna shadrak adalah Kami lapangkan sehingga mampu menampung semangat kenabian (humuuminnubuwwah) dan mampu menjalankan dakwah yang berat yang dibebankannya, atau hingga

<sup>1.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 207.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jihd 3 hlm. 231, Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 222; Mu'jam Al-wasiith, juz 1 bəb syiri hlm. 476.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 127.

<sup>4.</sup> tbid, plid 1 juz 2 hlm 220.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 101

<sup>1.</sup> *ibid*, jilid 10 juz 30 hlm. 10

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 film. 89.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 hfm. 93

<sup>4.</sup> *tbid*, jilid 8 juž 23 h/m. 159 5. *tbid*, jilid 5 juž 14 h/m. 145.





sanggup mengatasi makarnya yang dihadapkan kepadanya karena kekafiran kaumnya. Atau Kami lapangkan kepadanya berupa berbagai ilmu dan hikmah dan Kami sirnakan kesempitan berupa kebodohan. Dan dari Al-Hasan dikatakan, Kami penuhi hikmah dan ilmu. <sup>1</sup>

## (شَرُدُ) Syarrada

Firman-Nya, غَيْمًا تَتْفَقَتُهُم فِي الْعَرْبِ فَشَرَدَ بِهِمْ مَنْ خَلَقْهُمْ . Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikantah orang-orang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka. (Q.S. Al-Anfal [8]: 57)

#### Keterangan

Syarrid bihim: takut-takutilah mereka dengan suatu tindakan, yang dengan itu selain mereka dari orang-orang yang mengkhianati janji, akan lari. أَنْ الْبَعِيْزُ وَ غَيْرُهُ - شَرُودُا Dikatakan: فَشِوْدُا Artinya "lari", "mengamuk"(nafara wa ista'shay). Dan شرده القوم, ialah mereka berpencar, cerai-berai.

## (شِرَدِمَةٌ) Syardzimatun

Firman-Nya, مؤلاء نشرزهنهٔ فبيلُون (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (bani Isra'il) benar-benar golongan kecil". (Q.S. Asy-Syu'araa [26]: 54)

Keterangan

Syirdzimatun: golongan kecil dari manusia.4

## (الْأَشْرَانُ) - Al-Asyraar (شَرُّ) Syarrun

Firman-Nya, ووالا كتابتدهم من الاشرار. dan orang-orang durhaka berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina). (Q.S. Shaad [38]: 61)

Keterangan

Minal-Asyraar maksudnya dari orangorang hina yang tidak ada kebaikan pada mereka. Dengan kata-kata itu, yang mereka maksudkan ialah orang-orang mukmin. <sup>5</sup> Dan min dalam al-asyraar menunjukkan masyhurnya tentang kejahatan yang dilakukannya, dan yang menunjukkan makna kategori atau golongan orang-orang jahat. Sedangkan firman-Nya, ومِنْ شَنِ dan dari kejahatan mahluk-Nya. (Q.S. Al-Falaq [114]: 2) yakni, kejahatan dari golongan iin dan manusia.

### (شَرَرٌ) Syararun

Firman-Nya, إثنائريي بشرر كالفصل: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 32)

Keterangan

Asy-Syarar adalah apa yang beterbangan dari api. <sup>11</sup> Begitulah bacaan tanpa alif yang berada antara dua ra' secara umum dipergunakan, sedangkan dengan menggunakan alif yang berada di antara dua ra' justru menunjukkan bacaan yang syadz (ganjil), dan jamak شَرَرَةُ dari مُشَرَرَةً dari بنام yakni setiap yang diterbangkan oleh api secara terpisah-pisah (percikan api). <sup>21</sup>

## (شَرْطُ-أَشْرَاطُ) Syarthun-Asyraathu

Firman-Nya, نَهْ الْسُلَّاعَةُ أَنْ تَأْتِهُمُ Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tibatiba, karena sesungguhnya telah datang tandatandanya. (Q.S. Muhammad [47]: 18)

Keterangan

Al-Asyraath (tanda-tanda), yaitu kata dari syarthun (huruf ra'di fathahkan atau disukunkan). Dengan pengertian inilah terdapat perkataan asyraathus-saa'ah (tanda-tanda kiamat). Abu Aswad Ad-Du'ali berkata:

فَانْ كُنْتِ قَدْ اَزْمَعْتِ بِالْصِرْمِ بَيْنَنَا فَقَدْ جُعَلْثُ أَشْرَاطُ ٱوْلَهُ تَبْدُوْ

"Jika kamu benar-benar telah mantap untuk memutuskan hubungan dengan kami, maka tanda-tanda dari awal putusnya hubungan ini sebenarnya telah mulai tampak". 3)

## (شَرَعَ شَرِئَعَةٌ) Syarii'ah

ثُمُ جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَبِعَهَا وَلَا ,Firman-Ñya Kemudian Kami jadikan kamu نَتْبَعَ أَمْوَاء الَّذِينَ لَا يُعْلَمُونَ

<sup>1.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 266.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 4 juz 10 nlm. 19.

<sup>3</sup> Mu'jam Al-wasiith, juz 1 bab syin hlm. 478.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 7 juz 19 hlm. 64, Asy-Syordzimoh adalah gelongan kecil (thoo-ifatun qabilatun). Lihat, Shohih Al-Bukhari, plid 3 hlm 175; Fathal Qadin, jilid 4 hlm 100.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 131.

<sup>1.</sup> *Ibid*, pild 10 juz 29 hlm. 185; disebutkan bahwa فشرز و افشراز وخرزهٔ adalah sama artinya. *Mu'jom Al-Wasiu*h, juz 1 bab syin hlm. 478.

<sup>2.</sup> Hasiyatush Shawiy ala Tafsır Jalalain, juz 6 him 322.

<sup>3</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 12 hlm 60.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.5. Al-Jaatisyah [45]: 18)

#### Keterangan

Asy-Syar'u adalah metode jalan yang terang. Dikatakan شَرَعَتْ لَهُ طَرِيْقًا (aku telah menempuh satu jalan terang), dan asy-syar'u adalah kata masdar kemudian dijadikan isim (nama) bagi 'jalan yang ditempuh', lalu dikatakan رَ شَرِيْنَةٌ, dan dipinjam untuk pengertian "jalan ketuhanan" (thariiqul-ilaahiyyah). Perihal sumber rujukan makna jalan ketuhanan, Ibnu Abbas r.a. membedakan, menurut beliau r.a. bahwa asy-syir'ah adalah apa yang didatangkan dari Al-Qur'an, dan al-Minhaaj adalah apa yang didatangkan dari As-Sunnah.

Ayat tersebut hendak menegaskan bahwa Muhammad saw., sebagai nabi dan rasul Tuhan, mempunyai tata cara bermuamalah dan tata cara ritual dalam beribadah tersendiri, dan berbeda dengan aturan hukum dan bentuk ritual kaum Yahudi dan tata cara Ibadah kaum Nasrani, serta sangat kontras dengan amalan orang-orang musyrik. Sebagai generasi para nabi terdahulu maka syariat yang disusun oleh Allah untuk nabi-Nya, Muhammad saw. merupakan syariat yang sempurna.

## (شُرْعًا) Syurra'an

Firman-Nya, إِذْ تَأْتِهِمْ حِيثَاتُهُمْ يَوْمَ مَنْهُهُمْ هُرُعًا ...di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung di permukaan air. (Q.S. Al-A'raf [7]: 163)

#### Keterangan

Syurra'an dalam ayat tersebut adalah kata bentuk jamak dari syarii' (غرنية), seperti halnya kata rukka'an (زكتا) jamak dari rakii' (زكتا), artinya "mengapung di atas permukaan air". <sup>1]</sup> Kata yang menjelaskan tentang posisi ikan yang mengapung di atas permukaan air.

## (شَرَقَ) Syaraqa

Firman-Nya, اِنْانَتُيْتَتُ مِنْ أَمْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ... ketika ia (Maryam) menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. (Q.S. Maryam [19]: 15)

#### Keterangan

Makaanan Syarqiyyan: sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.<sup>2</sup>] Ayat tersebut menjelaskan tentang diri Maryam, melalui ilham dari Allah, ia memutuskan keluarganya untuk menerima khabar dari Jibril.<sup>3</sup>] Maryam berlindung dari kaumnya di satu tempat, ialu datanglah Jibril sebagai seorang manusia.<sup>4</sup>]

Secara yang menunjukkan arti timur dinyatakan dengan مَشْرِقَنَّ sedangkan الْمُشْرِقَيْنِ sedangkan مَشْرِقَ sedangkan dalah kata yang menunjukkan waktu terbit, yang artinya timur dan barat. Seringkali orang Arab mengatakan dengan menyebutkan dua hal yang saling bertentangan dengan nama salah satu di antara keduanya. Al-Furusdak berkata:

أَخْدُنا بِأَ فَاقِ الْسَمَاءِ عَلَيْكُمُ

## لنا فمزاها والنجوم الطوالغ

"Kami mengambil janji kalian demi penjuru-penjuru langit, yakni dua rembulan dan bintang-bintang yang terbit untuk kebahagiaan kami". <sup>51</sup>

Adapun, *Musyriqiin* yang tertera di (مائيغوهَمَ مَشْرَقِينَ) dalam surat Asy-Syu'araa ayat 60

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Moraghi, plid 8 juz 23 hlm. 54.



<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 265; Al-Kalbi menjelaskan. syaru'atun (غيرتية) adatah af-millatu (غيرتية). Sedang perkataan, غيرمة في نائد , adalah meminum air dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Dan sya'ao-irilladh, adalah ma'atalimun dinihi yakni tersebar agama-Nya di penjuru dunia, yang bentuk mufradnya غيرة المعارة أوضعاية Lihat, Kilab Ar Joshil juz 1 hlm 22

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Kalbi, Imani Al-Maraghi menambahkan di dalam kitab tafsirnya bahwa kata syori'ah adalah berjalan ke tempat air badi sungai atau lainnya untuk mengambirnya. Dan untuk segala sesuatu yang masuk ke dalam air disebut syani'ah. Dari kata-kata ini timbul istilah syariat Islam, yang berarti 'pemeluk-pemeluk islam telah masuk ke dalam syariat itul. *Yafsir Al-Maraghi*, jäid 3 suz 6 hlm. 97.

Menurut Al-Jurjani, Asy-Syoru'ah adalah perintah melaksanakan dengan tetap yan sifatnya ibadah. Dan, dikatakan asy-syoru'ah adalah althoriiqatu fid-diin (jalan yang ada dalam agama) Lihat, Kitah At Ta'riifani, bab syein hlm 127, dan dikatakan: خرب yakni memperoleh air dengan mulutnya. Sedang asy-syir'ah adalah ath-thoriiq (jalan). Dan juga berarti madahab (jalan pikiran) yang lurus. Adapun غربتها adalah apa yang tetapkan Allah atas hambanya dari berbagai keyakinan (di-ʻoqoo'id) dan hukum-hukum. Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab syin hlm. 479.

Kata syori'a, di dalam Komus Besor Bahasa Indonesio dijelaskan sebagai "hukum agama yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, upacara dan sebagainya yang bertalian dengan agama islam". Misalnya, Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam syari'at Islam Lihat, Komus Besor Bahasa Indonesia, him. 984; entri, Syari'at.

<sup>2.</sup> Ibid. hlm. 265.

<sup>1.</sup> Tafşır Al-Maraghi, jılıd 3 juz 9 hlm. 92

<sup>2.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm 40.

<sup>3.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no 2054 hlm. 878.

<sup>4.</sup> Ibid, catatan kaki no 2055 hlm. 878.

## ·

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



maksudnya, mereka masuk di waktu terbit matahari. أشرقت الشمن Yakni, terbit dan menyinari bumi. أ

Begitu pula, Musyriqiin yang tertera di dalam surat Al-Hijr ayat 73 (وَفَاخَنَتُهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ), yang berarti mereka masuk dalam waktu terbitnya matahari. Dikatakan: أَشْرَقْتَ الْقَوْمُ , yakni mereka masuk di waktu matahari terbit. Dan terkadang disebut dengan kata إِشْرَاقُ yang menunjukkan arti petang hari. Seperti firman-Nya: يُشْرَقِي بُاتَعْشِيْ بِالْعَشِيْ بِالْعَشِيْ ...bertasbih bersama dia (Dawud) di waktu petang dan pagi. (Q.S. Shaad [38]: 18)

## (شُرِكَاءُ) 'Syurakaa

Firman-Nya, أَمْ لَهُمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ النِّينَ مَا لَمْ مَنْ الْفَصَلُ لَقُصَيْ يَبْتُهُمْ Papakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 29)

Keterangan

Isytaraka artinya bersekutu, bersamasama. Misalnya, وَثَنَ يَنْفَعَكُمُ الْيُومُ إِذُ طَلَقَتُمْ أَتُكُمْ فِي الْعَدَابِ . ... Sesunguhnya kamu bersekutu di dalam azab. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 39)

Dikatakan: أَشْرَكُهُ فَى أَمْنِهُ لَلَهُ yakni masuk di dalamnya. Dan: أَشْرَكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرَكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُهُ وَ شُرِكُ wang bersekutu)<sup>5</sup> (yang bersekutu)<sup>5</sup>

Adapun firman-Nya, النَّذَا النَّشْرِكُونَ تَجْسَى Sesung-guhnya orang-orang musyrik itu najis.... (Q.S. At-Taubah [9]: 28) yakni keyakinannya, maksudnya keyakinan orang-orang musyrik itu najis. Ash-Shabuni menjelaskan bahwa orang musyrik diserupakan sebagai sesuatu yang najis, karena itu sesuatu yang najis tidak bisa tidak melainkan kotor yang paling fatal yang menyeret seseorang untuk mengugurkan amalan-amalan lainnya seperti salat dan puasa. أ Seperti firman-Nya, وَلَوْ يَعْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُوا لَعْمُوا عَيْمُ مَا كَانُوا يَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا يَعْمُونَا لَعْمُونَا لِعَمُونَا لَعْمُونَا لِعَلَانِهُ لَعُمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعُمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لِعُمُونَا لَعْمُونَا لَعُمُونَا لَعُمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُونَا لَعْمُو

mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-An'am [6]: 88)

Dan sifat lain dari sekutu-sekutu dalam sesembahan selain Allah adalah ketidakmampuannya untuk menanggung akibat dosa pengikutnya, seperti dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi: Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Dia berfirman: "Panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutu-ku yang kamu katakan itu". Mereka lalu memanggilnnya tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 52)

Di dalam *Mu'jom* dijelaskan musyrik adalah orang yang disandarkan kepada selain empat agama, Islam, Yahudi, Nasrani dan Majusi.<sup>1]</sup> Menurut Ar-Raghib, asy-syirku di dalam agama ada dua macam, yakni syirkul 'azhiim yakni menetapkan sekutu kepada Allah. Dikatakan: أَشُرِكَ قُلانٌ بِاللهِ. Sedang yang demikian ítu sebesar-besarnya kekufuran. Kedua, asy-syirkush-shaghiir, yakni menetapkan pertolongan selain Allah pada sebagian perkara yakni berbuat riya', munafiq sebagaimana yang خُنْفَاءَ لِلَّهِ غَارٌ مُشْرِكِينَ ,diisyaratkan oleh firman-Nya بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى ,dengan ikhlas kepada Allah نبه الربخ في مكان سنجيق tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. (Q.S. Al-Hajj [22]: فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِكاءَ فيمَا, dan firman-Nya Tatkala Allah memberi: ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشرِكُونَ kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka Mahatnggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 190)2]

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 64.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasilth, juz 1 bab syin hlm. 480.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 29.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin him 480.

<sup>5.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab syin hlm. 480.

<sup>6.</sup> Shafwaotut-Tafaasiir, jilid 1 hlm 530.

Mu'jam Lughatul-Fuqahaa', 'Arobiy, Englitry, Afronciy, A.D. Muhammad Rawas, tahqiq: Englizry: A. D. Hamid Shadiq Qanubi, Afranciy: A. Quthb Musthafa Sanur, Cet. ke-1: 1996M/1416H, Beirut-Libanon, Daar An-Nafaa-is. hlm. 400.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., blm. 266; Kata syirik, di dalam Komus Besar Bahaso Indonesia didefinisikan dengan 'penyekutuan Allah dengan yang lain', misalnya pengakuan kemampuan ilmu dari pada kemampuan dan e



Maka, Syurakaa-ina yang tertera di dalam surat Al-An'aam ayat 136 (اهذا لله برغيهم وهذا لشركانا): yang dimaksud ialah patung-patung, yang dengan menyembahnya mereka bermaksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.<sup>11</sup>

Sedang, Syuraakaa-ihim yang dimaksud ialah para penjaga berhala dengan seluruh pembantu mereka. Atau setan-setan yang memberi bisikan kepada mereka tentang sesuatu yang membuat hati mereka memandang baik terhadap hal yang seperti itu.<sup>2</sup>I

Di samping kata syaraka (dengan segala perubahan kata-katanya) menjurus kepada perbuatan negatif (dosa), sebagaimana di atas, terdapat juga kata syaraka yang menjurus ke perilaku positif (kebaikan). Misalnya Asyrikhu fii amri yang tertera di dalam surat Thaaha ayat 32 yakni, jadikanlah dia sekutu bagiku (وَأَشَرِكُهُ فِي آمْرِي) dalam kenabian dan kerasulan.<sup>3</sup>] Maksudnya. adalah Musa dan Harun adalah dua orang nabi dan rasul. Adapun permintaan Musa adalah supaya Harun disekutukan jadi wazir (menteri) bagi Musa a.s., dan ia (Harun a.s.) tidak mempunyai kitab agama sendiri. Taurat adalah kitab yang diturunkan buat Musa a.s., sedangkan Harun berkewajiban menyampaikan isi kitab taurat itu sebagai nabi pengikut.4

## (اِشُتَرَى) Isytaray

Firman-Nya, وَلَقَدُ عَلِمُوا لِمَنِ اَشَعُرَاهُ مَا لَهُ فِي الْجَرَةِ مِنْ Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.(Q.S. Al-Baqarah [2]: 102)

#### Keterangan

Isytaraa, mempunyai dua arti:, yakni: 1) membeli, dan 2) menjual. Dalam kalam Arab kata semacam ini disebut sebagai *ahdaad*, artinya satu lafaz yang memiliki dua arti yang saling berlawanan. Adapun yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama, yakni membeli. 13

Dan penggunaannya dalam kebaikan, misalnya perilaku orang mukmin dengan jihad di jalan Allah, مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مُرْضَاةٍ اللهِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 207) berarti menjual diri atau mengorbankan diri.<sup>2</sup>J

#### (شَاطِرٌ) Syaathi-un

Firman-Nya, شَاطِئ الْوَادِ الْأَيْمَنِ Arah pinggir lembah sebelah kanan. (Q.S.Al-Qashaash [28]: 30)

#### Keterangan

Asy-Syath-u adalah ujung/pucuk pepohonan, dan juga berarti daun yang pertama-tama muncul. Jamaknya شَطْوَةُ وَأَشْطَاءٌ sedang شَطَّةُ التَّبَارِ إِهِ berarti pinggirnya (syaathi-uhu), jamaknya الْوَادِي Kata tersebuat kaitannya dengan Musa a.s. menuju ke perbukitan untuk menerima wahyu dari Tuhannya.

## (شَطْرٌ) Syathrun

Firman-Nya, شُـُطُرُ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ: Arah Masjidil Haram. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 144, 150)

#### Keterangan

Dikatakan, شطر الشي berarti nishfuhu (tengahnya). Dan syatral masjidil haraam berarti arah yang tertuju kepadanya dan yang seumpamanya.<sup>4</sup>]

## (شَطَطًا) Syathatha

نَوْلُغُهُ كُانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ,Firman-Nya dan bahwasanya orang yang kurang akal dari

<sup>4</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 267.



<sup>-</sup> kekuatan Allah, peribadatan selain kepada Allah ta'ala dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat, dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Lihat, Komus Besar Bohasa Indonesia, htm. 984.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm 42.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 3 juz 8 hlm. 42.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 104

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no 2160 hlm. 596.

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 167.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm 109.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-wasiith, jut 1 bab syin hlm. 482.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



pada kami dahulu selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. (Q.S. Jin [72]: 4)

#### Keterangan

Syathathan (شعلطًا) adalah berlebihan dalam berdusta dengan melibatkan istri dan anak kepada Allah. Pengertian yang sama juga diambil oleh Imam Ash-Shabuni, beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya, bahwa, asy-syathathu, menurut ulama lugat adalah منجاوزة ألغنه و نغميا الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني الغني

Kata ini juga dimuat di beberapa tempat, antara lain: Firman-Nya, اثَفَدُ قُلْنَا إِذَا Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 14)

Dan firman-Nya, وَا خَمْ مِيْنَنَا بِالْحَقَ وَلا نُشْطِطُ ...maka berikanlah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran.... (Q.S. Shaad [38]: 22)

## (شُعُونًا) Syu'uuban

Firman-Nya, نَوْجَعَلْنَاكُمْ شُعْوِبًا وَقْبَائِلَ لِتَعَارَقُوا ...dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 13)

#### Keterangan

Syu'uuban adalah kata yang berbentuk jamak, sedang mufradnya, sya'abun, yakni suku besar yang bernasab kepada satu nenek moyang, seperti suku Rabi'ah, dan Mudhar. Sedangkan Qabilah, adalah lebih kecil lagi sekubnya, misalnya kabilah Bakar yang merupakan bagian dari suku Rabi'ah, dan kabilah Tamim yang merupakan bagian dari Mudhar. Abu 'Ubaidah menceritakan bahwa tingkatan-tingkatan keturunan yang dikenal dalam bangsa Arab berjumlah tujuh tingkatan, yaitu: Sya'abun, kemudian Qabilah, kemudian 'Imarah, kemudian

'Asyarah yang masing-masing tercakup pada tingkatan sebelumnya. Artinya Qabilah-qabilah tersebut berada di bawah Sya'abun. 'Imarah-'imarah berada di bawah Qabilah. Bath'u-bath'u berada di bawah "Imarah. Fakhdz-fakhdz berada di bawah Bath, dan Fashilah-fahsilah berada di bawah Fakhaz dan 'Asyirah-'asyirah berada di bawah Fashilah. Umpamanya, Khuzaimah adalah Sya'abun, sedang Kinanah adalah Qabilah, dan Quraisy adalah 'Imarah atau 'Amarah (huruf ain dikasrahkan atau difathahkan), dan Quraisy adalah Bath, Abdu Manaf adalah Fakhdz, Hasyim adalah Fashilah, dan Al-'Abbas adalah 'Asyirah. Sya'abun disebut demikian, karena ia menurunkan berbagai cabang Qabilah, seperti halnya cabang pepohonan. 11

## (شُعَبٌ) Syu'abun

Firman-Nya, اَنْطَلِقُوا إِلَى ظِنَ دِي قُلَاثِ شَعْب Pergilah kamu *mendapatkan* naungan yang mempunyai tiga cabang. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 30)

#### Keterangan

Maksud naungan (zhillun) dalam ayat ini bukan naungan untuk berteduh akan tetapi asap neraka yang mempunyai tiga gejolak, yaitu di kanan, di kiri dan di atas. Ini berarti azab itu mengepung orang-orang yang mendustakan hari Kiamat dari segala penjuru. <sup>2</sup>1

## (شَعَرَ) Sya'ara

Firman-Nya, وَقَالَتَ لِلْفَتِهِ فَمَمِيْتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia". Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, (Q.S. Al-Qashash [28]: 11)

### Keterangan

Laa yasy'uruuna: mereka tidak mengetahui bahwa dia adalah saudara perempuannya.<sup>31</sup> Ahli bahasa mengatakan شعرت باالشّبي yakni فطنت (tanggap terhadap suatu perkara). Dan di antaranya ialah asy-syaa'ir, dikatakan demikian karena ia merasakan apa yang tidak dirasakan

<sup>1.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 167.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 50.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 142

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1543 hlm. 1010.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 7 juz 20 hlm. 37.



orang lain terhadap sesuatu hal karena asingnya menangkap makna-makna tersebut. Dan di antaranya perkataan mereka: ئنتني, yakni ئنيني, yakni عَلِنتُ (tidak ada padaku pengetahuan tentang hal itu). أ

## (الشِغْرُ) Asy-Syi'ru

Asv-Svi'ru adalah sejenis perkataan yang mempunyai wazan tertentu, yang setiap baitnya berakhir dengan huruf tertentu yang disebut qafiyah (sajak). Perkataan itu diucapkan mengikuti perasaan dan nafsu, dan tidak mengikuti ketentuan akal dan logika yang benar. Oleh karena itu syair merupakan tempat bersemayamnya kedustaan; dan keterlaluan dalam mengejek, penuh berbangga diri dan benci. Apabila seorang penyair marah, maka dia keluarkan kata-katanya yang paling keji, sangat keterlaluan kecamannya dengan membuang fakta jauh-jauh, yang dalam hal ini tidak mempedulikan apapun. Namun, bila telah reda kemarahannya dan senang-senang terhadap orang yang baru diejek itu maka dipujinya orang itu tinggi-tinggi dan digolongkan ke dalam orang-orang yang besar dan pemberani atau orang dermawan yang banyak memberikan banyak dermanya, dan seterusnya, sehingga ada orang yang mengatakan, أَعْدُيُهُ الْشَعْرِ أَكَدُيْهُ. Artinya: Syair yang paling indah adalah syair yang penuh kedustaan.2]

Berangkat dari ayat di atas, maka Al-Qur'an adalah kumpulan adat kesopanan, akhlaq, hikmah dan hukum-hukum serta syariat yang memuat kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, baik sebagai pribadi atau kelompok. Maka suatu hal yang tidak mungkin Al-Qur'an itu syair atau dinisbahkan kepadanya.<sup>3</sup>I

Adapun yang secara kebetulan yang pernah keluar dari mulut Nabi saw. sebagaimana sabdanya pada peristiwa peperangan Hunain, ketika beliau naik di atas bigalnya yang putih, yang dituntun tali kekangnya oleh Abu Sufyan Ibnu Haris, dengan ungkapan:

أَنَا الْنَيِّ لَا كَذِبَ

أَمَّا إِبِّنُ عَبِّدُ ٱلْمُطِلِّب

"Saya adalah seorang Nabi yang tidak pernah berdosa, Saya adalah putra Abdul Muthalib."

Ungkapan di atas tidak bisa disebut syair, karena perkataan seperti itu dapat pula terjadi dalam perkataan *atsar* (prosa), dan karenanya yang mengucapkan tak bisa disebut sebagai penyair. Begitu pula ucapan beliau:

سَنَبُدِيْ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وَ يَأْتِيُكَ مَالَمُ تَزُوْدُ بِالْلَاخَيَارِ

"Hari-hariku memberitahukan kepadamu apa yang asalnya, kamu tidak tahu dan apa yang kamu tidak ketahui dan datang kepadamu berita-berita."

Maka berkatalah Abu Bakar r.a. "Mestinya, tidak demikian, Ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw pun menjawab: "Sesungguhnya aku, Demi Allah, Bukanlah seorang penyair dan tidak patut bagiku bersyair"."

### (شَعَائرُ) Sya'aa-ir

Firman-Nya, ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطَمُ شَعَابِرَ اللَّهِ هَالِهُمَا مِنَ Demikianlah (perintah Allah). Dan تَقْوَى الْقُلُوبِ (Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (Q.S. Al-Hajj [22]: 32)

Keterangan

Asy-Sya'aair: bentuk jamak dari sya'irah yang berarti tanda. Maksudnya di sini ialah unta yang gemuk yang dijadikan hadya. Mengagungkannya berarti memilih yang bagus, gemuk dan mahal harganya.<sup>2]</sup>

Sya'aairillaah, yang terdapat di dalam Firman-Nya, وَالْبُدُنْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَابِرِ اللهِ: Dan telah Kami jadikan unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah. (Q.S. Al-Hajj [22]: 36) maksudnya, panji-panji agamanya yang telah digariskan bagi hamba-hamba-Nya.<sup>3</sup>I

Adapun الشَّغَرِ الْخَرَامِ adalah nama sebuah gunung di Muzdalifah tempat imam berdiri. Dan dikatakan dengan nama ini karena tempat ini merupakan tanda atau syi'ar ibadah haji bagi orang-orang yang melaksakannya. Dan disifati dengan <u>Haraam</u> karena kehormatannya

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 114



<sup>1</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jihd 1 juz 1 hlm. 138.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maroghi, yılid 7 juz 19 hlm. 114,

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm 114.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 114.

<sup>2 /</sup>bid, jilid 6 juz 17 hlm. 108.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tempat tersebut, di mana seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji.<sup>1</sup>]

Sejumlah ayat di atas menunjukkan bahwa kata syi'ar hanya berkaitan dengan ritual haji, sebagai amalan yang pernah dilakukan oleh Ibrahim, dengan wujud ka'bah sebagai peninggalannya. Ritual haji adalah amalan puncak bagi umat Islam dalam syariatnya. Maka Qur'an menegaskan bahwa ketakwaan (taqwal-quluub) adalah unsur utama dalam melaksankannya. Di antara butiran-butiran amalan haji dan pesan-pesannya secara ringkas tertera di dalam surat Al-Baqarah [2]: 158, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Berpesan, tidak mempersekutukan Allah, berlaku ikhlas (hanif); dan amalannya: Menghilangkan kotoran yang melekat di badan, yakni menggunting rambut, memotong kuku
- b) Menyempurnakan nazarnya
- c) Melakukan thawaf di rumah tua (Ka'bah); dan pesannya menjauhi berhala-berhala (yajtanibur-rijsa minal-autsaan); dan menjauhi perkataan dusta (Q.S. Al-Hajj [22]: 29, 30, 31)
- d) Melakukan sa'i (lari-lari kecil) antara bukit Shafa dan Marwah.

#### (شَعَلُ) Sya'ala

Firman-Nya, وَاشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيِّهِا: dan kepalaku telah ditumbuhi uban. (Q.S. Maryam [19]: 3)

Keterangan

Isyta'ala Ra'su Syaiban: uban menjadi seperti api dan rambut seakan kayu bakar. Karena kekuatan dan kedahsyatannya, ia membakar kepala itu sendiri.<sup>2</sup>J

### (شغف) Syaghafa

Firman-Nya, وقال بِسُوةُ فِي الْكَدِينَة امْرَاةُ الْعَرِيرُ بُرَاوِدُ فَنَاها ، Firman-Nya Dan wanita-wanita dikota: "كَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغْفَهَا خُيًّا berkata: "Istri Al-'Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya sangat mendalam...." (Q.S. Yusuf [12]: 30)

#### Keterangan

Syaghafaha, dikatakan keadaan nafsu birahi yang meluap (puncak cinta), yakni bergejolak hatinya. Dan syaghafahaa dimaksudkan orang yang dimabuk cinta (al-masyghuaf). 11

#### (شغن) Syaghala

Firman-Nya, شَغَلَتْنَا (مُوَالَنَا وَأَمَلُونَا ...harta dan keluarga kami telah merintangi kami. (Q.S. Al-Fath [48]: 11)

Keterangan

Firman-Nya, إِنْ أَصَحَابِ الْجِنْةِ الْيَوْمَ فِي شَمَّلِ فَاكِيُونَ . Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. (Q.S. Yasin [36]: 55)

## (شَفَعَ) Syafa'a

Firman-Nya, مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعُهُ حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ تَصِيبٌ مِثَا اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ مُقِينًا . Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 85)

#### Keterangan

Asy-Syaf'u (الشفنة), menurut Ar-Raghib adalah memasukkan sesuatu kepada yang serupa dengannya. Sedang الشفاعة adalah masuk kepada orang lain untuk menolong dan meminta darinya.<sup>2)</sup>

Di sini Al-Qur'an sendiri menyebut kata syafa'at menjadi dua, yakni syafa'at hasanah dan syafa'at sayyi'ah. Syafa'at hasanah adalah kebajikan ketaatan (al-birru wa ath-thaa'ah), dan syafa'at sayyi'ah adalah dalam hal kemaksiatan (al-ma'aashiy). Maka orang yang membantu dalam kebaikan ia mendapat manfaatnya berupa pahalanya (ajruha), sedangkan orang yang membantu dalam kejahatan seperti melakukan fitnah, ghibah maka ia mendapatkan dosa dari usaha syafaatnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 101, Penjelasan tersebut diambil dan surat Al-Baqarah [2]. 198.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm, 33.

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 147.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 2 juz 5 hlm. 108

<sup>3.</sup> Fathul-Qadiir, plid 1 hlm. 492-493.

## ENSIKLOPE Syara

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



syafa'ah hasanah adalah apa yang diperbolehkan dalam agama, dan syafa'a sayyi'ah adalah apaapa yang tidak diperbolehkan oleh agama.<sup>1</sup>] Berikut penjelasan kata syafaat di sejumlah ayat:

Firman-Nya, Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah: "dan apakah (kamu mengambil juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatupun dan tidak berakal?" Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan". (Q.S. Az-Zumar [39]: 42-44) yakni, pertolongan (syafaat).

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (Kiamat), yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafaat dan tebusan dari padanya, dan tiadalah mereka akan ditolong. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 48)

Di dalam surat Al-A'raf dinyatakan: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al-Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orangorang yang beriman. Tiadalah mereka menunggununggu kecuali (terlaksananya kebenaran) Al-Qur'an itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Qur'an itu. berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu: "Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan Kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafa'at yang akan memberi syafa'at bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan (ke dunia) sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan?" Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 52-53)

Mengapa aku akan menyembah tuhantuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? (Q.S. Yasin [36]: 23)

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai(Nya). (Q.S. An-Najm [53]: 26)

Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam pencuptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata: "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "(Perkataan) yang benar", dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. Saba' [34]: 22-23)

Ayat yang terakhir (surat Saba' ayat 22-23) menerangkan bahwa pemberian syafaat hanya dapat berlaku dengan izin Tuhan. Orang-orang yang akan diberi izin memberi syafaat dan orang-orang yang akan mendapat syafaat merasa takut dan harap-harap cemas atas izin Tuhan. Tatkala takut dihilangkan dari hati mereka, orang-orang yang akan mendapat syafaat bertanya kepada orang-orang yang diberi syafaat: "Apa yang dikatakan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Perkataan yang benar", Yaitu Tuhan mengizinkan memberi syafaat kepada orang-orang yang disukai-Nya yaitu orang-orang mukmin. 11

As-Syafaa'ah; berasal dari kata asy-syaf'u. lawan katanya adalah al-witru (ganjil). Sebab orang yang memberi syafaat menuntut kepada peminta syafaat di dalam mencapai apa yang

Depag, Al-Qur'an Don Terjemahnyo, catatan kaki no. 1241 hlm.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 3 juz 5 hlm. 190.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dimintanya. Dengan demikian sekarang tidak menyendiri, tetapi dibarengi orang lain. 1

(اَلْشَفْعُ) Asy-Syaf'u

Firman-Ñya, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ: Demi yang genap dan yang ganjil. (Q.S. Al-Fajr [89]: 3)

Keterangan

A. Hasan, di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Furqan, menyatakan, Asy-Syaf'u, artinya genap, yakni mahluk Tuhan yang berjodohan seperti siang-malam, gelap-terang, kanan-kiri, jahatbaik, laki-laki-perempuan dan sebagainya. Sedangkan al-watru, artinya dzat Tuhan itu sendiri. Siapa yang memperhatikan yang genap itu akan mendapatkan keyakinan teguh akan kekuasaan Tuhan, dan bahwa Tuhan itu tidak lain melainkan satu, ganjil. <sup>2</sup>J

## (الَشَفْقُ) Asy-Syafaqu

Firman-Nya, غَلَا أَفْسِمْ بِالشَّفَقِ Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. (Q.S. Al-Insyiqaq [84]: 16)

Keterangan

Asy-Syafaq adalah warna merah yang tampak di ufuk barat di saat matahari tenggelam. <sup>31</sup> Makna asalnya adalah riqqatu 'sy-syai'i, yakni sesuatu yang tipis dan halus. Dikatakan, غلبه: la menaruh belas kasihan kepadanya. Serang penyair mengatakan:

شَهْوَى حَيَافِيء وض اَهْوَى مَوْثَهَا شَفْقاً وَ الْمُوءِثُ اَكُرُهُ نَرْضِلَ عَلضي الْحَرَامِ

<sup>4</sup>la (wanita) mencintai kehidupanku, tetapi aku mengharapkan kematiannya. Sebab aku menaruh belas kasihan kepadanya. Sedang kematian adalah hal yang lebih baik baginya".<sup>1</sup>1

Maksudnya, ayat di atas mengandung sumpah. Hal ini biasa dilakukan orang-orang Arab, manakala obyek sumpah merupakan sesuatu yang sudah jelas dan tidak memerlukan pengukuhan lagi. Dengan gaya bahasa semacam ini seolah-olah Allah berfirman: "Aku tidak perlu bersumpah memakai benda-benda ini untuk mengukuhkan apa yang hendak akau sampaikan kepada kalian. Sebab persolannya telah jelas dan keadaannya pun tidak memerlukan sumpah dalam penetapannya.

Sebagian mufasir berpendapat bahwa gaya bahasa semacam ini hanya dipakai manakala sesuatu yang dijadikan sumpah merupakan sesuatu hat yang bernilai tinggi. Dan sesuatu yang tinggi nilainya tidak membutuhkan sumpah dalam penetapannya. Seolah-olah Allah berfirman, "Aku bersumpah memakai benda-benda ini untuk menetapkannya yang aku kehendaki. Sebab dengan ketinggian nilai kemuliannya dalam menerapkannya tidak membutuhkan sumpah memakai benda-benda yang bernilai rendah".<sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, إِنَّ الْبَيِنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِهُمَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 57) musyfiquun dimaksudkan dengan puncak ketakutan (nihaayatul khauf). Maksudnya ialah terus menerus dalam ketakutan dengan terus menerus melakukan ketaatan. الشَفْقَ مِنْهُ: Yakni khaafahu wa hadzira minhu (Orang yang takut dan ngeri). 41

إِنَّا عَرْضَنَنَا الْأَمَانَة Begitu pula firman-Nya, إِنَّا عَرْضَنَنَا الْأَمَانَة عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَنَ أَنْ يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقُتْ مِنْهَا Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat

<sup>1.</sup> Tofsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 107; Mu'jam al-Wasııth, juz 1 bab syın hlm. 487,

Para ulama berbeda pendapat menjadi dua kelompok-

Pertama: mengatakan bahwa syafaat itu memang ada menurut penahamn mereka, ayat di atas menunjukkan tidak adanya syafaat kecuali yang telah mendapat izin dari Allah Swt.

Keduo: menjadakan syafaat sama sekali tanpa ada pengecualian. Kelompok ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat "illa bi-idanlih" mempunyai pengertian menjadakan (nafiy) adanya syafaat, bukan menetapkan (isbat) adanya syafaat. Uslub atau gaya bahasa seperti ini banyak dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan penjadaan yang qathi (nafiy qorh'iy), sebagaimana firman-Nya: المنافذ الدينة المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ ال

Begitu juga firman-Nya, خالين فيها ما داشت الشعوات والزهن إلاّ ما شان رئات . Meredu rekal di dolamnya selama ada longit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang loin)... (Q.S. Huud [11]: 107) (Lihat dalam surat Al-Baqarah [2]: 47] Lihat, Tafyar Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 him. 109.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Op. Cit., hlm. 120; lihat juga, Fathul-Qadiir, jilid 1 hlm. 492-493.

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab syin tilm. 487; Asy-Syafaq adalah amanmerah setelah terbenam matahari, dan itu tandanya waktu maghrib. Rasul saw. bersabda, وَهُوْ الْفُرِّهِ مَالَّا يَضِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 93.

<sup>2.</sup> Ibid., jilid 10 juz 30 hlm. 94-95; Asy-Syaukani menjelaskan bahwa di dalam Ash-Shihaah disebutkan: Asy-Syafaq adalah sisa sinar matahari dan kemerahannya yang terlihat di permulaan malam hari hingga dekat dengan waktu sepertiga malam awal (waktu salat Isya' akhiri). Kemudian secara bahasa dan secara syara' ditetapkan dengan makna tersebut. Lihat, Fathul Qodiir. Cet. Ke-3 Daar Al-Fikr (1973M/1393H), jilid 5 hlm. 407.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 32.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin hlm. 487.



kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 72)

## (شَفَهٌ) Syafahun

Syafahun: Bibir. Dan, شفقتن, artinya "dua bibir". (Q.S. Al-Balad [90]: 9) dan syafa hufratin minannar adalah kata kiasan yang artinya tepi jurang neraka.

### (شفا) Syafaa

Firman-Nya. وَكُنْتُمْ عَلَى شَمَا خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِفَانَفَدْكُمْ مِنْهَا...dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 103)

Keterangan

Syafaa (شفة), artinya "di tepi", "di pinggir". <sup>11</sup>
Dan bentuk tatsniyah adalah syafwaanun (شفة adalah kata kiasan yang menunjukkan dekatnya kehancuran. Maka dikatakan: اثبلك إلى yakni, mendekati masa kehancurannya, atau ia telah berada di ambang kehancuran. <sup>21</sup> Dan pinggir segala sesuatu disebut خزفة (ujungnya). <sup>33</sup> Ungkapan di atas adalah perumpamaan (tamsil) terhadap orang-orang yang sesat jalan hidupnya. Ibnu Athiyah menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa mereka adalah kelak penghuni neraka jahannam, lalu Allah Swt. menyelamatkannya dengan agama Islam. <sup>41</sup>

Ya'qub menyatakan bahwasanya ungkapan syafaa (نف) ditujukan terhadap seseorang ketika menjelang ajal kematiannya; begitu pula ketika bulan hendak redup sinarnya; dan matahari hendak tenggelam. Ungkapan tersebut merupakan tamsil sebuah jeleknya kehidupan jahiliyah sebagai seseorang yang hendak mati dan masuk neraka, lalu Allah mengutus Muhammad saw. sehingga manusia terselamat dari jurang api neraka. <sup>5</sup>

Bentuk ungkapan yang bernada *tamsil* dapat dilihat juga di dalam firman-Nya, عَلَى شَفَا خِرْفٍ هَار

1. Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 138.

di tepi jurang yang runtuh. (Q.S. At-Taubah [9]: 110) adalah *tamsil* orang-orang yang mendirikan masjid yang tidak berasaskan ketakwaan dan keridaan Allah.

### (شفَاءٌ) 'Syifaa

Firman-Nya, ئونشف صَدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِئِينَ dan (Allah) melegakan hati orang-orang yang beriman. (Q.S. At-Taubah [9]: 15)

Keterangan

Asy-Syifaa' adalah sembuh dari rasa sakit, dan juga berarti obat bagi jiwa. <sup>11</sup> Seperti firman-Nya, بَاأَيُّا النَّاسُ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعَطَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُور Hai manusia, sersungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. (Q.S. Yunus [10]: 57)

Menurut Ar-Raghib, Asy-Syafaa' tentang orang yang sakit berarti mujarabnya obat untuk keselamatannya dan menjadi nama untuk kesembuhan (al-bar-u).<sup>21</sup> Dan Al-Qur'an sebagai penawar (syifa'), dinyatakan: Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orangorang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al-Isra' [17]: 82)

## (شَفَاقٌ) Syiqaaq

Firman-Nya, نَبْلِ النَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِرْةٍ وَشِقَاقٍ Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. (Q.S. Shaad [38]: 2)

Keterangan

Kata شِفَاقُ pada ayat tersebut maksudnya tidak mematuhi Rasulullah saw. Sebagaimana yang dikatakan orang, مَشَاقُ عَيْرِ شِقَ عَيْرِ شِقَ صَاحِبهِ Si fulan berada di pihak yang berlawanan dengan pihak kawannya. Dan Al-Qur'an mempertegasnya dengan ungkapan: شَاقُ النَّرِسُوْل, yang berarti memusuhi Rasul (Muhammad). (Q.S. Muhammad [47]: 32) Maksudnya, mereka memusuhi Rasul dan

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 8 juz 23 hlm. 95.



<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 2 juz 4 hlm. 14

غي فــ ي Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 342 maddah

<sup>4.</sup> Al-Muharrar Al-Wajiiz, juz 3 hlm. 252.

Abu Thayyib Shaddiy bin Hasan bin Al-Husain Al-Qanwjiy Al-Bukhari (1248-1307 H), Fathul bayon fi Moqaoshidii Qur'on, juz 2 hlm. 303; tahun 1997 M/1410 H; Idarah Ihya' A-Turats Al-Islamiy.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wosith, juz 1 bab syin him 438.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 271.



Al-Asyqaa yang tertera di dalam firman-Nya, وَيَعْجَلُهُا الْأَشْفَى (Q.S. Al-A'laa [87]: 11) maksudnya, orang kafir pembangkang yang tetap pada keingkaran dan keragu-raguannya (kafir militan). 21

Dan Asyqaahaa yang tertera di dalam firman-Nya, إذِ انْبَعْتُ أَشْقَاهَا (Q.S. Asy-Syams [91]: 12) Maksudnya, orang yang paling celaka dari kaum Tsamud, yakni Qudar Ibnu Saalif yang telah membunuh unta, alias Uhaimar Tsamud. <sup>3</sup>]

Adapun *asyuqqa ʻalaika*: aku memasukkan kesulitan padamu.<sup>4)</sup> Seperti firman-Nya, فَمَا أَرِينَ نَّ الْفَقُ عَلَيْكُ ': maka aku tidak hendak *memberati* kamu. (Q.S. Al-Qashash [28]: 27)

Begitu juga kata ثَشْقَى. "menyusahkan", sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, نَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْمِانَ بِثَقْفَى Tidaklah Kami menurunkan Al-Qur'an ini untuk *menyusahkan* kamu. (Q.S. Thaaha (20]: 2)

Berjihad di jalan Allah disebutkan dengan kata asy-syuqqah (الشَفْقُ الْبَعَيْدُ), juga berarti perjalanan yang jauh (الشَفْقُ الْبَعِيْدُ), Yakni, tidak menguntungkan dan amat memberatkan, sebagai gambaran sifat orang-orang munafik: Kalau yang kamu seru kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh oleh mereka. (Q.S. At-Taubah [9] 41-42)

Adapun firman-Nya, نه المنتفر المبثل ما المنتفر المبثل ما المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر الم

Menurut Ibnu 'Abbas, ق مُعِناقِ adalah bahwa mereka tetap dalam kondisi perselisihan sejak merekameninggalkan kebenaran (Al-Haq), karena mereka berpegang teguh terhadap kebatilan, sehingga layak mereka menjadi kelompok yang dipecah-belah (dalam perpecahan).

Sedangkan menurut Abu Qatadah dan Maqatil, fii Syiqaaqin, dalam ayat tersebut, berarti fi Syaaqatin (di dalam kesesatan). Ibnu Zaid menyatakan, bahwa fi Syiqaaqin, berarti mereka senantiasa berada di dalam permusuhan sengit dan peperangan (fi Munaza'atin wa muhaaribatin). Dan menurut Al-Qadhi, bahwa fi Syiqaaqin, berarti mereka dalam permusuhan yang jauh dari kebenaran, begitu pula perselisihan yang ada padanya. 11

Adapun أَشَقٌ, ialah lebih keras, yakni, kata yang menyifati azab akhirat, sebagaimanaa firman-Nya, وَلَعَدَابُ الْجُرَةِ أَشَقُ : Sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras. (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 34)

Adapun Fa-tasyqa, maksudnya, merasa susah dengan berbagai kesusahan dunia yang hampir tidak bisa dihitung karena banyaknya. كان المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المنافعة فلا المناف

Adapun Asy-Syaqiyyu yang tertera di dalam firman-Nya, وَبَرًا بِوَالِدَنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (Q.S. Maryam [19]: 32) berartí, yang durhaka kepada Tuhannya. Dan jamaknya

490

<sup>1.</sup> tbid, jilid 9 juz 26 hlm. 73.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 125.

<sup>3.</sup> Ringkosan Yofsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 991, Al-Kasysyoaf, juz 4 hlm. 259.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 48.

ش ق ق و 5. Mi<u>h</u>taarush-Shihhaa<u>h</u>, hlm. 346 maddah

<sup>1</sup> Al-Fakhrur Razı, *Tafsır Al-Kabir*, jilid hlm. 85

<sup>2</sup> Lihat, Al-Kasysyaof, juz 4 hlm. 244.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maroghi, plid 6 juz 16 hlm. 157.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 47; Mo'jem Al-Wasith, juz 1 bab syin hlm.



Syaqiyyan dimaksudkan dengan gagal dalam usaha. المُقِيَّ بِكُذَا, yakni dia merasa payah di dalamnya dan tidak dapat mencapai maksudnya. Yang dimaksud ialah dia telah gagal, doanya tidak dikabulkan. أَكُونُ بِلْمَاء رَبِي شَمِيًا نَبِي شَمِيًا ...Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. (Q.S. Maryam [19]: 48)

## (شَكَرَ) Syakara

Firman-Nya, ثَمْ عَفَوْنَا عَنْكُمُ مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلْكُمُ وَلَا لَعَلْكُمُ لَا Emudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 52)

Keterangan

مَكَرَت النَّالِةُ شَكْرًا وَشَكُورًا وَشَكُورًا كَا Dikatakan: مَكُونًا وَشَكُورًا وَشَكُونًا Yakni sedikit makanan binatang tersebut telah mencukupinya. Dan مُكرُ فُلاَتُا وَلَهُ شَكْرًا وَشُكَرًا أَنَّا أَنَّهُ أَنَّ وَشُكُرانًا ialah mengingatnya dan memuji atas pemberiannya. 3

Kata Asy-Syukru artinya bersyukur, dan pemakaiannya hanya kepada zat yang lebih tinggi dengan cara menaati kemauannya. Adapun jika terhadap sesamamu, itu berarti mukaafa'ah (imbalan) dan terhadap orang yang di bawah anda, namanya ihsaan yang berarti berbuat baik terhadapnya. 4

Syaakirun yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 (وَمَنْ تَطَوَّعُ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرَ عليمٌ) yakni, yang membalas kebaikan dengan kebaikan. <sup>5</sup>J

Adapun Asy-Syakuur adalah bentuk mubalaghah dari Asy-Syaakir, salah satu dari sifat-sifat Allah Swt. yang berarti Yang Banyak Melimpahkan kenikmatan. أَنُ وَتَنْالَغُورَةُ مَكُورٌ Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun Maha Mensyukuri. (Q.S. Fathir [35]: 34)

Firman-Nya, عَبَدَا شَكُوزَا (Hamba (Allah) yang banyak bersyukur. Yakni, kata yang menyifati Musa a.s., yang termasuk anak cucu Nabi Nuh a.s. yang telah diselamatkan Allah. Arti selengkapnya: Dan kamu berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi bani Isra'il dengan firman-Nya: "Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku", (yaitu) anak cucu dari orang-orang yang kami selamatkan bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur. (Q.S. Al-Isra' [17]: 2-3)

Sedang نىشگۇرة: Orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Yakni, Allah Swt. berterimakasih terhadap orang-orang yang mencari kehidupan akhirat, dan bersungguh-sungguh ke arahnya, sedang ia termasuk mukmin. Sebagaimana tertera di dalam surat Al-Isra', نون ناراد الاجرة وسخى لها سنعتها وهو فولوني فأولنت كان سنعهم مُشكُورا كان سنعهم مُشكُورا Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguhsungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. (Q.S. Al-Isra' [17]: 19)

## (مُتَشَاكِسُونَ) Mutasyaakisun (شَكُسَ Awasa (شُكُسَ )

Firman-Nya, نَجْلُا فِيه شَرَكَاء مُنْشَاكِمْنُونَ seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan (Q.S. Az-Zumar [39]: 29)

Keterangan

Kata ini disebutkan hanya satu kati. Al-Mutasyakisun dalam ayat di atas adalah "dalam keadaan berselisih", maksudnya, مُثَنَازِعُونَ وَمُخْتَلِفُونَ (mereka saling bersengketa). Maka perkataan, نخلت شكست, iatah lelaki yang kikir yang berbudi pekerti jelek.<sup>11</sup>

## (شَكُّ) Syakkun

Firman-Nya, اَقِي اللّٰهُ شَكِّ فَاطِرِ السُّمَوَات والْأَرْض...Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi?.... (Q.S. Ibrahim [14]: 10)

Keterangan

Asy-Syakk lawan dari Al-Yaqiin (pasti).<sup>2</sup> Asy-Syakku adalah keadaan jiwa yang raguragu yang menyertai keputusan yang ada di hati sewaktu menetapkan, melarang, dan bersikap diam (tawaqquf) dalam memutuskan suatu

كى ك ك Muhtoarush-Shihhaoh, hlm. 344 maddah عن ك ك



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 55.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 już 16 hlm. 33.

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wusiith, juz 1 bab syin hlm 490.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 114.

<sup>5.</sup> fbid, jifid 1 juz 2 hlm. 26.

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin him 490.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 163

-----

hukum. Dan jamaknya شغوك Misalnya, orangorang yang meragukan apa yang dibawa oleh para nabi, maka keraguan akan muncut karena banyak mendebatnya, tanpa mengemukakan alasan yang dibenarkan. (Q.S. Al-Mukmin [40]: 34-35)

## (شَكُلُّ) Syaklun

Firman-Nya, وَمَاخَرُ مِنْ شَكِيهِ أَزْوَاجٌ Dan azab yang lain yang serupa itu bermacam-macam. (Q.S. Shaad [38]: 58)

#### Keterangan

Asy-Syaklu adalah Asy-Syibhu wa Al-Mitslu (serupa, sama). Sedang مِنْ شَكِيه, berarti dari yang serupa, kepedihan dan kekejiannya dengan yang dirasakan. المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافع

Adapun firman-Nya, نَفْنَ كُلُّ بِنَمْنُ عَلَى شَاعَتِه Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". (Q.S. Al-Isra' [17]: 84)

Maka, Syaakilatihi yang tertera di dalam ayat tersebut maknanya naahiyatihi (kecenderungannya) yakni dari syaklihi. Maksudnya, yang membentuk tingkah lakunya, baik dalam melakukan petunjuk atau kesesatan. Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa asy-syaakilah adalah bakat, tabiat (as-sajiyyah wa tab'u).

## (شَكَى) Syakaa

Firman-Nya, قَالُ إِنْمَا اَشْكُونِيْ وَحُزْنِي إِلَى الله Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku, ..." (Q.S. Yusuf; 12: 86) (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 1) Keterangan

Ar-Razi menjelaskan bahwa نشكاة ialah mengerjakan suatu perbuatan yang dengannya sebagai jawaban terhadap apa yang dikeluhkannya, dan نشكوا berarti mecelanya dari شكاة , dan juga dimaksudkan dengan melepaskan keluhannya dan menghilangkannya. Dan شكاة وشكية وشكية وشكية شاء ialah mengkhabarkan kondisi buruk yang menimpanya. Dan شنك بليه (maksudnya mengembalikan kepada-Nya agar hilang keluhannya (kesusahannya). الله قول التي تُجَادِلُك في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 1)

## (ٱلشَّوْكَةُ) Asy-Syawkah

Firman-Nya, وَتُوَذُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْعَةِ: sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, (Q.S. Al-Anfaal [8]: 7)

#### Keterangan

Asy-Syaukah artinya اَلْعَدُهُ (persenjataan). اَلَّهُوْكُ (persenjataan). اَلْعَدُهُ (senjata, kekuatan), dan dikatakan kami telah mendapatkan persenjatan. Di antaranya ucapan mereka: شَيْكُ السِّلَاحِ, yakni mereka menghendaki kalian untuk hilir-mudik memantau kekuatan musuh, yang demikian itu dikarenakan mereka adalah pasukan yang tidak punya kekuatan dan mereka tidak menghendaki pasukan lain.

### (شَمَتُ) Syamata

Firman-Nya, نَقَلَا تُشْمِتُ بِيَ الْأَغْدَاءُ ...oleh sebab itu janganlah kamu jadikan musuh-musuhmu gembira melihatku.... (Q.5. Al-A'raf [7]: 150)

#### Keterangan

Asy-Syamaatah adalah gembira melihat orang lain terkena musibah. Dikatakan, شَمِتْ بِهِ فَهُنَّ ,dan أَشْمَتْ اللهُ بِهِ الْعَدُوُ (semoga Allah melegakan hatinya atas bencana yang menimpa lawannya). <sup>3</sup>J

## (شَامِخَاتٍ) Syaamikhat

Firman-Nya, وَجَعَلْنَا فِهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. .. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 27)

Keterangan

Syaamikhaat artinya 'aaliyaat (tinggi), di antaranya dikatakan, شَمَعُ بِأَنْفِه adalah ungkapan tentang kesombongan (kibr). أ

## (شَمَلَ) Syamala

قُلُ ءَالدُّكُرْيُنِ حَرُمَ أَمِ الْأَنْتَيْيَنِ أَمَّا اشْتَمَلَتَ ,Firman-Nya Katakanlah: "Apakah dua yang :عَنْيَهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيْنِيَ

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin hlm. 492.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, yilid 3 hlm. 135.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 273; Iofsir Al-Maroghi, jilid 3 juz 9 hlm. 70; Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab syın hlm. 492-493.

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 274.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bab syin hlm 491.

<sup>2.</sup> Ibid, juz 1 bab syın hlm. 491.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 23 hlm 131

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 154.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 81.



jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" (Q.S. Al-An'aam [6]: 143)

Keterangan

Dikatakan: الشَّنَاتُ بِنُونِهِ, apabila menutupi seluruh tubuhnya hingga tidak tampak tangannya. <sup>11</sup> Dan bunyi ayat *Maa isytamalat 'alaihilarhaami* maksudnya ialah janin yang dikandung dalam rahim. <sup>21</sup>

Sebagai kata yang menunjukkan arah dan posisi, asy-syimaal adalah lawan dari al-yamiin (kanan). Atau juga dengan makna "belakang". misalnya ungkapan ayat كِنابُهُ بِشِمَالِهِ (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 25), maksudnya mengambil kitabnya dari belakang punggungnya.

## (اَلشَّمْسُ) Asy-Syamsu

Asy-Syamsu: Matahari. Dan di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa asy-syams ditujukan terhadap sinar yang tersebar darinya terkumpul sinar terangnya (pusat sinar).<sup>5)</sup>

## (سَنْتَانٌ) Syana'aanun

Firman-Nya, وَلا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَنَّوْكُمْ عِن dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 2)

#### Keterangan

الشَيْقَ و Adalah الْبِغْضَةُ (kebencian). Abu 'Ubaidah الْبِغْضَةُ (kebencian). Abu 'Ubaidah الْبِغْضَةُ (kebencian). Abu 'Ubaidah mengatakan الشَّنَانُ , dengan disukunkan nunnya dan الشَّنَانُ , dengan disukunkan nunnya artinya (kebencian). Dan الشَّانُ adalah orang yang membenci. Sebagaimana firman-Nya, إِنْ شَانِيْكُ مُو (Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. (Q.S. Al-Kautsar [108]: 3)

Ar-Raghib menjelaskan: منتفقه, yakni mengotorinya sebagai bentuk kebencian kepadanya.8

Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin hlm. 495.

Misalnya kebencian yang mendorong seseorang tidak dapat berlaku adil, وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 8)

### (شيئاب) Syihaabun

Firman-Nya, غَلِيْتُ السَّمَاءُ فَوَجَدَنَاهَا مَلِيْتُ dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Q.S. Al-Jin; 72: 8)

#### Keterangan

Asy-Syuhub adalah kata jamak, dan mufradnya adalah syihab, yakni nyala yang berasal dari api bintang. الله من استَنق السَمَع (Dan, Asy-Syihaab, yang terdapat dalam firman-Nya, المَانِي السَمَّةِي السَمَعِينِ السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَاءِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمِّةِي السَمِّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمَّةِي السَمِّةِي السَمِي السَمِّةِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي الس

## (شُهُودًا) Syuhuudan

Firman-Nya, وَالشَّهَدَاءُ عِنْدُ رَبِّمُ: ...dan orangorang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka.... (Q.S. Al-Hadiid [57]: 19)

#### Keterangan

Asy-Syuhaada', 'para saksi pada hari mahsyar'. Sebagaimanaa bunyi ayat, وَأَشْرَقْتِ الْأَرْضُ Sebagaimanaa bunyi ayat, وَأَشْرَقْتِ الْأَرْضُ Sebagaimanaa bunyi ayat, بِنُور رَجَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَحِيءَ بِالنَّبِيْنَ وَالشَّهَاءَ وَقَضِعَ بَنَيْهُمَ بِالْحَقِيّ وَهُمَ الْكَتَابُ وَحِيءَ بِالنَّبِيْنَ وَالشَّهَادُا، وقَضِعَ بَنَيْهُمَ بِالْحَقِيّ وَهُمَ الْكِتَابُ وَحِيءَ بِالنَّبِيْنَ وَالشَّهَادُ Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. (Q.S. Az-Zumar [39]: 69)

Adapun *La-syahiid* yang terdapat di dalam firman-Nya, وَإِنْهُ عَلَى ذَلِكَ نَشْهِيدٌ (Q.S. Al-'Aadiyaat [101]: 7) adalah manusia menyaksikan keingkaran dan kekafirannya sendiri terhadap nikmat-nikmat Allah.<sup>3)</sup>

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 222.



<sup>2.</sup> *Tofsir Al-Maraghi*, yilid 3 juz 8 hlm. 50. 3. Ar-Raghii - *Mu'jam Mufradat Alfaozhii Qur'an*, hlm. 274: sedang jamaknya الشنان وشنان. *Mu'jam Al-Wosiith*, juz 1 bab syin hlm. 495.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 223.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 274

ش ن ا Bonu Manzhur, *Lisoanul 'Arab.* plid 1 blm. 102 maddab ا

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 253.

<sup>8.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 274.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 29 hlm. 9.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 5 juz 14 hlm. 12 Lihat juga, surat An-Nami (27)- 7

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedang Asy-Syaahid yang terdapat di dalam firman-Nya, غَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْتُتَعَالِ (Q.S. Ar-Ra'd [13: 9) berarti yang ada dan dapat disaksikan.<sup>4</sup>

## (شَهَادَةٌ) Syahadah

Syahadah: persaksian. Berikut bimbingan persaksian sebagaimana mestinya ketika berwasiat:

Hai orang-orang yang beriman!, persaksian di antara kamu, apabila seorang dari kamu hampir mati, waktu berwasiat (ialah) dua orang yang 'adil di antara kamu atau dua orang yang bukan dari kamu, jika kamu dalam pelayaran lalu bahaya laut hendak mengenai kamu. Maka kamu tahan dua-duanya sesudah sembahyang, lalu dua-duanya bersumpah dengan nama Allah jka kamu ragu-ragu: "Kami tidak menjual dia dengan harta, walaupun ia keluarga yang dekat. Dan kami tidak sembunyikan persaksian (karena) Allah, lantaran kalau begitu sesungguhnya (adalah) kami daripada orang-orang yang berdosa". Lantas apabila didapati, bahwa mereka berdua berbuat dosa, hendaklah ada dua orang lain yang lebih hampir, dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu menggantikan mereka berdua, lalu bersumpah dengan nama Allah: "Bahwasanya persaksian kami lebih patut (diterima) daripada persaksian mereka berdua, dan kami tidak melewati batas, kalau begitu, niscaya adalah kami dari orang-orang yang zalim". Yang demikian itu cara yang lebih dekat supaya manusia menjadi saksi sebagaimana mestinya, atau supaya mereka takut dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka oleh karena itu takutlah kepada Allah, dan dengarkanlah, karena Allah tidak memimpin kaum yang fasik. (Q.S. Al-Maidah [5]: 106-108)

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah: a, orang-orang yang beriman, apabila orang-orang yang hampir mati, kalau membikin wasiat hendaklah dihadapkan kepada dua orang Islam yang adil; b, kalau kamu dalam pelayaran dan sakit hampir mati, meski dua orang Islam tidak ada, maka boleh berwasiat kepada dua saksi yang

bukan Islam; c, kalau kamu mau periksa saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka berdua sebentar sesudah sembahyang, supaya persaksian mereka dapat berlangsung dengan ikhlas. Lantaran orang yang baru lepas dari sembahyang itu, biasanya ada lebih ingat kepada Allah; d, kalau kamu ragu-ragu tentang kebenaran mereka, hendaklah kamu suruh mereka bersumpah dengan nama-Allah dan hendaklah mereka berkata: "Kami tidak jual nama Allah itu dengan harta, yakni kami tidak dusta di dalam sumpah kami dengan nama Allah itu"; e, apabila dua orang non islam itu didapatinya berdusta, maka hendaklah ada dua orang dari golongan yang hendak ditipu oleh dua saksi itu menunjukkan bukti kedustaan mereka. Artinya, jika terdapat bahwa dua saksi yang memegang wasiat itu berdusta, maka hendaklah dua orang yang lebih hampir kepada si mati menggugurkan persaksian dua saksi itu dengan menunjukkan bukti kepalsuan mereka sambil bersumpah dengan nama Allah, bahwa persaksian mereka lebih patut diterima, lantaran benarnya, dan mereka tidak melewati batas. 1

Syahada, "menyaksikan sesuatu", dimaksudkan memberitakan suatu pengetahuan yang terkadang melalui kesaksian inderawi, dan terkadang dengan kesaksian spiritual (maknawi), yaitu dengan hujjah dan bukti. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki pembuktian dan mampu menyadarkan orang lain.<sup>21</sup>

## (شَهَدُ) Syahada

Firman-Nya, هَا شَهِنْنَا مَيْلِكَ أَهُلِهِ : "...Kita tidak menyaksikan kematian keluarganya...." (Q.S. An-Naml [27]: 49)

#### Keterangan

Syahidasy-syai-a dan syahadahu, artinya bila hadir menyaksikannya. Asy-Syahaadah adalah perkataan yang lahir dari pengetahuan yang diperoleh melalui persaksian mata dan akal. <sup>3</sup> Sedangkan, انشهادة به, adalah memerintahkan sesuatu dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan





<sup>1.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no 708-716 hlm. 239-2441.

<sup>2.</sup> *Tafsir Al-Moroghi*, jilid 1 juz 3 hfm. 117; Penjelasan di atas diambil dari surat Ali (Imraan [3]: 18.

<sup>3.</sup> Ibid, Jilid 3 juz 7 hlm. 23.



yang didasarkan atas persaksian melalui penglihatan akal dan perasaan. Dan di antaranya ialah melihat bulan, seperti dinyatakan di dalam firman-Nya, غُمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُونَ فَلْنَصَامُهُ. ...karena itu barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendalah dia berpuasa.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

Maksud syahada ialah menyaksikan sesuatu berarti memberitakannya melalui pengetahuan yang terkadang melalui kesaksian inderawi, dan terkadang dengan kesaksian spiritual (maknawi), yaitu dengan hujjah dan bukti. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki pembuktian dan mampu menyadarkan orang lain.<sup>2</sup> Yakni, memberitahukan kehadiran 1 Ramadan untuk berpuasa.

Selanjutnya, kata *Asy-syahaadah* dapat dimaksudkan pada makna berikut ini, di antaranya:

- 1) Kesaksian, berupa ucapan. Seperti firman-Nya, المُهْبِدُوا عَلَى الفُسِنَا وَمُرْجُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى الفُسِهِمُ الفُسِهِمُ: ...mereka berkata: 'kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 130)
- 2) Ash-Shahaadah, berupa tingkah laku. المحافظة firman-Nya, مَاكُانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَحْمَنُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ . Seperti firman-Nya, مَاكُانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَحْمَنُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ . Sidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. (Q.S. At-Taubah [9]: 17)

Adapun kata Masyhaad: menyaksikan dan menghadiri. أا Di antaranya dipergunakan dalam menggambarkan saat Kiamat, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, فَاخَلُوا مِن مُشْهَدِ يَوْم عَظِيم فَاخَتُلْفَ ٱلْأَخْرَابُ مِن بَيْهُمْ (Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. (Q.S. Maryam [19]: 37)

1. *ibid*, jilid 3 juz 7 hlm. 84.

Begitu juga, يُومٌ مَشْهُوهٌ Hari yang disaksikan. Yakni, hari Kiamat, اِنْ فِي ذَلِكَ الْأَمْنَ فَافَ عَدَابَ الْأَجْرَة دَلِكَ إِلَى اللّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَومٌ مُشْهُودٌ Hari yang titu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh segala mahluk). (Q.S. Huud [11]: 103)

Dan dalam surat An-Nuur dijelaskan: Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. An-Nuur [24]: 24)

Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa tiaptiap kata syahida yang dimaksudkan selain saksi dalam pembunuhan, maka di antaranya juga ialah saksi dalam urusan-urusan lain dari manusia, kecuali firman-Nya, وَاتَعُوْا شَهُنَاءَكُمْ (Q.S. Al-Baqarah 2]: 23), yang berarti sekutu-sekutu (syurakaa'akum) yang mereka sembah. 11

## (شَہِیْدٌ) Syahiid

Syahiid adalah salah satu dari asma Allah, yakni Yang Maha Tahu dan Maha Mengawasi segala perkara. Sebagaimana firman-Nya, أَنْ نَامَنُوا وَالنَّيْنَ مَادُوا وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارَى وَالْجَوْسَ وَالْنِينَ دَامَنُوا وَالْمَانِينَ مَادُوا وَالصَّابِينِ وَالنَّصَارَى وَالْجَوْسَ وَالْنِينَ عَامَنُوا وَالْمَانِينَ مَادُوا وَالصَّابِينِ وَالنَّصَارَى وَالْجَوْسَ وَالْنِينَ عَامِنُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللهَ يَقْصِلُ بَيْهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللهَ يَقْصِلُ بَيْهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللهَ يَقْصِلُ بَيْهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللهُ يَقْصِلُ بَيْهُمْ يَوْمَ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللهُ يَقْصِلُ بَيْهُمْ يَوْمُ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللهُ يَقْصِلُ بَيْهُمْ يَوْمُ الْفِيَامَةِ إِنَّ اللهُ يَقْصِلُ بَيْهُمْ مَا وَالصَّابِينَ وَالنَّمِيلُ وَمِنْ الْفِيَامِ وَالْمَعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَمِنْ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَلِيلُوا إِنَّ اللهُ يَقْصِلُ اللهُ عَلَى كُلُ مُعْتِيلًا مِلْمُ اللهُ وَالْمُعْلِيلُ وَلِيلُوا إِنْ اللهُ يَقْصِلُ الْمِعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُوا إِنْ اللهُ يَقْصِلُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَلِيلُوا إِنْ اللهُ يَعْلَى الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَلِيلُوا إِنْ اللهُ يَعْلَى الْمُعْلِيلُ وَلِيلُوا إِلْكُوا إِنْ اللهُ يَعْلَيْهُ وَلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَلِيلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلُوا إِلْمُعْلِيلُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ وَلِيلُوا إِلْمُعْلِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## (شَهُنِّ) Syahrun

Syahrun: Bulan. Hitungan yang mencapai 29 atau 30 hari; dan asy-syahru adalah nama bagi bulan itu sendiri, misalnya dzul qa'dah, dzul hijjah, dan sebagainya. Dan Ramadhaan adalah bulan (syahru) diturunkannya Al-Qur'an (alladzi Unzila fiihil-Qur-aanu). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185); sedangkan Syahrul Haraami, "bulan haram" adalah bulan diharamkannya berperang, dan berperang dalam bulan itu adalah dosa besar (Qitaalin fiihi Kabiirun). Sebagaimana dijelaskan

<sup>2.</sup> *Ibid,* jilid 1 juz 3 hlm. 117; Penjelasan di atas diambil dari surat Ali 'Imraan [3]: 18.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 102.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 50.

<sup>1.</sup> Al-Itquan fi 'Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 133.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 98.

# ~--

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



يَسَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِبْنَالِ , dalam surat Al-Baqarah , يَسَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَطْهِ مِنَهُ أَكْبِرُ مِنَ الْفَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَابِلُونَكُمْ حَتَى يَرَدُّوكُمُ عَنْ يَبِينَهُ فَيَكُمْ وَنِ الْفَتْلُ وَلا يَزَالُونَ يُقَابِلُونَكُمْ حَتَى يَبِينَهِ فَيَمُتُ وَهُوكَافِرُ قَالِلُونَ وَيِنِهِ فَيَمُتُ وَهُوكَافِرُ قَالِلُونَ وَيِنِهِ فَيَمُتُ وَهُوكَافِرُ قَالِلُونَ وَيِنِهِ فَيَمُتُ وَهُوكَافِرُ قَالِلُونَ وَيِنِهِ فَيَمُتُ وَهُوكَافِرُ قَالِلُونَ (Q.S. Al-Bagarah [2]: [217]

## (شهيق) Syahiiq

Firman-Nya, فَأَمُّنَا النَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّالِ لَهُمْ فِهَا رَفِيرٌ Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih). (Q.S. Huud [11]: 107)

Firman-Nya, إِذَا ٱلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَفِيَ تَفُورُ fan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengarkan suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. (Q.S. Al-Mulk [67]: 7)

#### Keterangan

Kata Syahiiq pada ayat yang pertama menyifati manusia, "merintih"; dan pada ayat yang kedua menyifati neraka yang "berarti neraka mengeluarkan suara yang mengerikan dan menggelagak". Dinyatakan bahwa Asy-Syahiiq adalah sedu-sedan dalam tangis, yang bergetar hebat dalam dada, sehingga mengeluarkan suara yang cukup tinggi. 'i Sebagaimana tersebut dalam surat Hud: تَشْهُوا فَمُهِا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

## (شَهُوَةٌ) Syahwat

Firman-Nya, شَهُوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ: melepaskan nafsu (kepada mereka), bukan kepada wanita... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 80)

#### Keterangan

Asy-Syahwat adalah kecintaan yang kuat. Dan kekuatan jiwa yang yang mengajaknya terhadap apa yang diinginkan. Dan jamak syahwatun adalah مُشْهُوَاتُ وَأَشْهَاتُهُ وَشُي keinginan hawa nafsu untuk memiliki. Yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi selera. Seperti dikatakan, مَنْدَا الطَّعَامُ شَهُوَةً فَلاَنٍ, "makanan tersebut menjadi kegemaran si fulan", أ

### (شُوْبٌ) Syawbun

Firman-Nya, نُهُمُ إِنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ خَمِيمٍ. Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 67)

#### Keterangan

Asy-Syaubu artinya bercampur (al-khalthu). Dan anggur dinamakan syaubun adakalanya keadaannya campurannya untuk minuman. <sup>2</sup>1

## (أَشَارَ) Asyaara (شَارَ)

Fa-Asyaara ilayhi (هَأَشَارَتْ إِلَيْهِ): Maka Maryam menunjuk kepada anaknya.... (Q.S. Maryam; 19: 29)

#### Keterangan

Ats-Tsa'alabi menjelaskan seputar bentukbentuk isyarat, yakni: isyarat dengan tangan, isyarat dengan kepala (mengangguk), isyarat dengan bibirnya, isyarat dengan bajunya, isyarat dengan memasukkan jari ke dalam (baju, mantel atau yang sejenisnya), isyarat dengan menggerakkan alisnya.

## (شَاوَرَ) Syaawara

Mu'jom Al-wosiith, juz 1 bab sym hlm. 498; demikian, Al-Maraghi menafsirkannya, lihat, Tafsir Al-Maraghi plid 4 juz 12 hlm. 86.

<sup>2.</sup> Mu'jamal-Wasiith, juz 1 bab syin hlm. 498.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm 108.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit , hlm. 277

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 277.

<sup>4.</sup> Tentang kata al-isyoaraat, Ats-Tsa'alabi menyebutkan macammacamnya, yang antara lain: Isyarat dengan tangannya (انشر بيبد), isyarat de-ngan menggerakkan alisnya (غنريخابه), isyarat dengan kedua bibirnya (ارمز لشنبه), isyarat dengan kepala, mengangguk (ارمز لشنبه), isyarat dengan songkok bulatnya (الاجهادة), isyarat dengan menggerak-gerakkan bajunya لهي), isyarat dengan memasukkan jari-jarunya kedalam, baik ke dalam saku baju, mantel atau lainnya (بنويه لشنبه). Lihat, Fiqhul-Lughah wa Sirrul 'Arobiyyah, Qitsmul Awwai, Ihm. 194.



dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya... (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Keterangan

Dikatakan: نَشَاوُرْ dan الْنَشَاوُرْ , adalah mengeluarkan pendapat (istikhraajur-ra'yi). المائية al-musyaawarah dan at-tasyawwur dan al-masyuurah artinya sama, yaitu musyawarah. كا للمناورة berasal dari شَرْتُ الْمَسَانِ berasal dari المُشَاوَرَة, bila engkau memetik madu dan mengeluarkannya dari tempatnya. Perkataan Basyar bin Burdin tentang faedah-faedah musyawarah:

اذًا بَلَغَ الْزَأَىُ الْمَشُورَةُ فَا سَعْمِنُ الْرَأَىُ الْمَشُورَةِ فَا سَعْمِنُ الْمَشُورَةِ خَارَمُ بِرَأَى لَبِيْبِ أَوْ مَشُورَةٍ خَارَمُ وَلَا تَجْعَلِ الْشَوْرَى عَلَيْكَ غُضَاضِةٌ فَلَا لَمُكَنَّ الْخَوَافِي قُوَّةٌ لِلْقُوَادُو وَمَا خَيْرُ كَفَ أَمْسَكَ الْعَلَّ الْخُيَّا وَمَا خَيْرُ كَفَ لَمْ تُوْتِدُ بِقَانِمِ وَمَا خَيْرٌ كُفَ لَمْ تُوْتِدُ بِقَانِمٍ وَمَا خَيْرٌ كُفَ لَمْ تُوْتِدُ بِقَانِمٍ

"Bila pendapat dimusyawarahkan, maka ambillah pendapat dari orang-orang yang cerdik atau saran orang-orang yang cermat. Janganlah kamu menganggap musyawarah itu merendahkan dirimu. Karena menghimpun hal-hal yang tersembunyi itu menjadi kekuatan bagi para pemberani. Tidaklah baik tangan yang pemiliknya memegang belenggu dan tidaklah baik tangan yang tidak didukung kaki".

Ibnu Arabi mengatakan: Musyawarah itu melembutkan hati orang banyak, mengasuh otak dan menjadi jalan menuju kebenaran. Dan tidak ada satu pun yang bermusyawarah kecuali mendapat petunjuk.<sup>3</sup>

## (شُوَاظٌ) Syuwaazhun

Firman-Nya, ئيْرَسَنْ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api (Q.S. Ar-Rahman [55]: 35)

Keterangan

Asy-Syuwaazh adalah lidah api tanpa asap. 4

## (الْشَوْكَةُ) Asy-Syawkah

وَتُوَذُونَ أَنْ غَيْرَ دَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ , Firman-Nya نَكُمْ: ...Sedang kamu menginginkan yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu.... (Q.S. Al-Anfal [8]: 7)

Keterangan

Kata ini disebutkan hanya sekali. Asy-Syawkah artinya ketajaman dan kekuatan, asal kata asy-syaukah yakni "sebuah duri". Demikianlah orang Arab biasa mengumpamakan mata tombak sebagai duri. <sup>1</sup>

## (الَشَوَى) Asy-Syawa

Asy-Syawa (انتَفَوَى) adalah kata jamak, dan bentuk mufradnya غنوة, yakni kulit kepala yang dimakan api sampai hilang, lalu kembali seperti kondisi semula. Misalnya bunyi ayat: نَزَّعَهُ: yang mengelupaskan kulit kepala. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 16). Maksudnya, sesungguhnya neraka itu adalah api yang sangat panas, yang dpat mengelupaskan kulit kepala dan merobeknya. Kemudian, kulit kepala yang memanggil orangorang yang membelakangi dan yang berpaling (dari agama). Orang-orang Arab mendendangkan ucapan Al-A'sya:

قَالَتْ قُتَنْلَةٌ مَا لَهُ

قد جللت شيباً شُوقهُ

"Qutailah bilang, mengapa kulit kepalanya ditumbuhi uban".<sup>3]</sup>

Kata Asy-Syawa menerangkan secara khusus perihal aneka siksaan di dalam neraka berupa sesuatu yang menghanguskan anggota badan manusia, seperti dijelaskan pada ayat yang lain. دون يَسْتَغِينُوا يُعْاتُوا بِماءِ كَالْمُهٰي يَشُويِ الْوَجُوه ...dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29) yakni, Yasywil-wujuuh (الْوُجُوهُ بِشُويِ), maksudnya membuat wajah menjadi matang. Seperti keadaan sesuatu bila disajikan sebagai minuman, karena sangat panasnya.

## (شِيبًا) Syayban

فَكُلِفَ تَتَفُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجَعَلَ الْوِلْدَانَ ,Firman-Nya . Maka bagaimanakah kamu akan dapat :شيينا

<sup>4.</sup> Ibid. iilid 5 juz 15 hlm. 140.



<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 150

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 1 juz 2 hlm. 185.

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 150.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 277.

<sup>1.</sup> *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 3 juz 9 hlm. 167; *Mu'jam Al-Wasiith*, juz 1 bab *svin* hlm. 501.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 158.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 29 hlm. 66; kedua tangan, kedua kaki, dan kulit kepala disebut syawaatun. Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 200.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 17)

Keterangan

Asy-Syiibu, mufradnya adalah Asyyab, yaitu orang yang beruban. 11 Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa Syaiban seperti Asy-Syiddah (kekerasan). Dikatakan pada hari yang keras adalah hari beruban yang tumbuh pada anakanak. Asalnya ialah kesedihan yang menumpuk bila terus menimpanya maka pertumbuhan uban akan lebih cepat. 21

Orang-orang membuat tamsil dalam kengerian. Kata mereka: هَذَا يَوْمٌ مِنْ حَوْلِهِ الْوِلْدَانِ Inilah hari yang karena kengeriannya terhadapnya anak-anak menjadi beruban, dan perkataan mereka, هَذَا يَوْمٌ يَشْهَبُ نَوَاشِ الْأَطْفَالِ Inilah hari yang menyebabkan ubun-ubun anak-anak beruban. Hal ini disebabkan jika kesedihan dan duka cita bertumpuk pada seseorang, maka orang tersebut menjadi cepat beruban. Al-Mutanabbi mengatakan,

وَالَّهُمُّ يَخْتُرِمُ الْجَسِيْمُ مُعَافَةٌ

وَيَشِيُبُ نَاصِيَةُ الْصَبِيَّ وَيُهْرِمُ

"Kesusahan merusak tubuh, yang gemuk menjadi kurus, dan menumbuhkan uban di ubun anak-anak, bahkan menuakannya". 3)

## (شَيَةً) Syiyatun

Firman-Nya, نَمُسَلَّنَهٌ لا شِية فِيهَا: Yang tidak bercacat dan tidak ada belangnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 71)

Keterangan

Dikatakan, وَشَيْتُ الشَّيْنِ وَشَيْا , yakni aku menjadikan padanya bekas yang berbeda dengan warna kulitnya (belang). أ Yakni sifat atau ciri yang diminta oleh Musa a.s. kepada bani Isra'il tentang model sapi betina yang dikehendaki.

## (شَيْخٌ) Syaykhun

Firman-Nya, وَهَذَا بِعَلِي شَيْعًا: Dan ini suamiku yang dalam keadaan yang sudah tua pula. (Q.S. Huud [11]: 72) Keterangan

Asy-Syaikh adalah orang yang usianya mencapai 50 tahun.<sup>1)</sup>

(شَاعُ) Syaa'a

Firman-Nya: أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ...agar berita perbuatan yang keji itu tersiar.... (Q.S. An-Nuur [24]: 19)

Keterangan

Asy-Syiyaa' adalah menyebarkan dan memperkuatnya. Dikatakan: شاغ الفيز, yakni berita (khabar) itu telah banyak tersebar dan menimbulkan pengaruh yang kuat sekali.<sup>2</sup>

## (شِعَةٌ) Syi'atun

Firman-Nya, ئَمُ تَنْتُرِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَىٰ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَىٰ Firman-Nya, المِتَلَا Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiaptiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. (Q.S. Maryam [19]: 69)

Keterangan

Syiya'un (شِبَعٌ) adalah kata dalam bentuk jamak dari شِبَعَة, yakni, kelompok manusia yang bersepakat atas suatu prinsip dalam agama dan keyakinan, atau dalam mazhab dan pendapat. <sup>3</sup>I

Selanjutnya kata syiyaa'a mempunyai dua kriteria, yakni:

- Kebaikan. Seperti Ibrahim dinyatakan dengan:
   (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 83).
   Yakni Ibrahim a.s. benar-benar sejalan dengan
   Nabi Nuh a.s. dalam keimanan kepada Allah dan pokok-pokok ajaran agamanya.
- 2. Kebatilan. Misalnya, ق بينه الأولين, yang tertera di dalam surat Al-Hijr ayat 10 artinya "umatumat terdahulu". Maksudnya ialah jamaah yang saling membahu dalam kebatilan. <sup>51</sup> Begitu juga Syiyaa'an yang tertera di dalam surat Al-Qashaash ayat ke-4 maksudnya ialah berpecah belah, lalu setiap pecahan digunakan dalam berbagai pekerjaan, seperti membangun,

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 115.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 htm. 178.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 118.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm 561.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bab syin hlm. 502.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 279.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 7 hlm. 153; dan, Syiya'un; *umomun* dan *antiyoo'* juga disebut *syiya'un. Shohih Al-Bukhari,* jilid 3 hlm. 151; dan dinyatakan pula bahwa *asy-syii'ah j*amaknya Dan jamakanya غنځ و نځباغ شنځ و نځباغ لامنان Al-wasiath, juz 2 bab syin hlm. 503.

Depag, A<sup>1</sup>-Qur'on don Terjemahnya, catatan kaki no. 1279 hlm.

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 72.



menggali, bercocok tanam, dan pekerjaan berat lainnya. Sementara itu, permusuhan dan kebencian dibangkit-bangkitkan di antara mereka, sehingga mereka tidak bersatu.13 Dan kata syiya'an pada ayat ini ditujukan kepada Fir'aun sebagai pemecah belah kaumnya.

Syiya'an yang tertera di dalam surat Ar-Ruum ayat 31 artinya berbagai macam golongan, masing-masing golongan mempunyai imamnya sendiri yang telah mempersiapkan segala sesuatu bagi agamanya dan menetapkannya serta meletakkan pokok-pokoknya.21 Dan, min syi'atihi yang tertera di dalam surat Q.S. Al-Qashaash ayat 5, ialah dari golongan orang-orang yang mengikutinya, yaitu Bani Isra'il.31

### (شاء) Syaa-a

: نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرِثُكُمْ أَنِّي شَلْتُمْ , Firman-Nya Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 223)

Keterangan

Di dalam *Mu'jam* dijelaskan bahwa شَيْنَة , شَاءَةُ شَيْنًا بشَاءَ عَلَى أَلاَمَرِ mengehendakinya. Dan) أَرَادَهُ yakni أَرَادَهُ yakni خَمْلُهُ (membawanya). Dan خَمْلُهُ , yakni (yang ada). Dan juga berarti apa saja yang tergambar dan dikhabarkannya.41

Berikut pengertian kata syai-a yang tertera disejumlah ayat:

- 1. Syai' (شني), sesuatu yang tidak maujud. Misalnya bunyî ayat: وَلاتَقُولَنْ لِمُنْءِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَذَا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 23), maka syai-un berarti sesuatu yang belum ada (al-ma'duum) dan ditambahkannya alif dimaksudkan dengan peringatan (tanbiih) atas penjelasan ketiadaannya dari segi perkiraan tentang adanya, yang demikian itu dikarenakan ia (syai') ada dalam pikiran namun tidak dalam pandangan mata.53
- Min Syai' (من شئ) berarti "sesuatupun", yakni untuk menguatkan suatu hal (lit-toukid), dan makna yang ditimbulkan adalah meniadakan karena sebelumnya terdapat huruf maa nafiy.

Allah :مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ , Seperti firman-Nya tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia (Q.S. Al-An'am [6]: 91)

Di samping itu makna sya-a berkenaan dengan suatu perbuatan. Diantaranya adalah bermakna menguatkan tentang ketiadaan terhadap suatu perbuatan. Dan dalam konteks ini, dapat dipahami melalui ungkapan selain di atas, misalnya dengan ungkapan وَلَوْشَاءَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل sebagai yang tertera di dalam bunyi, مافعلوه وَكَذَلِكَ زُمْنَ لِكَثِيرِ مَنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرِكَاؤُهُمْ . ayat الرُرُدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ (Q.S. Al-An'am [6]: 137), karinahnya وَمَايَفَتُرُونَ berupa ungkapan: هُنْرُهُمْ وَمَايِفَتُرُونَ. Atau dengan ungkapan, إلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ, sebagai yang tertera di dalam bunyi ayat: وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا اللَّهُمُ الْلَائِكَةَ وَكُلْمَهُمُ الْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلاً مَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلاَّ أَن يَشَاءَ .(Q.S. Al-An'am [6]: 111). اللهُ وَلَكِنَ أَكُثَرُهُمْ يَجْيَلُونَ . وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ يَخِيلُونَ :Karinahnya | berupa ungkapan

3. Yasya' (پَشَاءُ) yang ditujukan kepada manusia untuk memilih antara pilihan kafir dan pilihan menjadi mukmin, setelah disebutkan ancaman bagi yang kafir: وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبَّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِينَ نَارًا أَحَاطُ مِهمْ سُرادِفْهَا وَإِن يَسَتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوة بِثُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29). Begitu juga, hak mutlak Allah Swt. memberi ampunan terhadap إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْفَرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَنَعْفَرُ مَادُونَ pełaku dosa syirik, إِنَّ اللهُ لَا ·Q.S. An) ذَلِكَ لَمْ يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ صَلَّ صَلَالًا يَعِيدُا Nisa' [4]: 116); dan Allah Swt. sbagai pelaku kata yasya, kepada para hambanya, diberi إِنَّ اللَّهَ لِصَلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي :petunjuk atau disesatkan (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 27) إِنَّيْهِ مِنْ أَنَاتِ

Begitu juga امن يَسَاءُ Orang yang dikehendaki, merujuk secara khusus kepada para nabi. Seperti firman-Nya, يَيْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ yakni para nabi dan rasul, karena من عباده mereka tidak menyekutukan Allah. (Q.S. Al-An'am [6]: 87-88); Begitu juga rahmat kenabian ditujukan kepada para hambaNya yang dikehendaki, dengan ungkapan: وَاللَّهُ يَخْتُصُ برخنتِهِ مَنْ يَشَاهُ, seperti tertera di dalam bunyi مَّانِوَدُ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ ayat, عَلَيْكُم مَنْ خَيْر مَنْ رَبَّكُمْ وَاللَّهَ يَخُتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو (Q.S. Al-Baqarah [2]: 105). Begitu الفَصْل الْعَظِيم juga hak Allah membinasakan suatu umat dan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 31.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 45.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 42.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 hlm. Bab əlif hlm 502.

<sup>5.</sup> Al-Burhan fi 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 385.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menggantinya dengan generasi baru: إِن يِشَدُّ (Q.S. النَّاسُ وَيَأْت بِنَاخْرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَلِيرًا (Q.S. An-Nisa' [4]: 133)

4. Maa Syi'tum (مَاسَنَتُم), "menurut selera kamu", dengan ungkapan ma syi'tum, berfungsi sebagai ancaman dan menteror (مَنْبَنِينُ وَنَفْرِيغَ). Misalnya ungkapan ma syi'tum, berbuatlah menurut seleramu" yang tertera di dalam firman-Nya, يَلْقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مِّنَ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمُ الْقَيْنَامُ وَاعْمَلُوا مَاشِئَتُمْ إِنَّهُ لِلْقَبْقُ إِنْهُ الْقِينَامَةِ اعْمَلُوا مَاشِئَتُمْ إِنَّهُ لِلْقَالُ وَمُ الْقِينَامَةِ اعْمَلُونَ نَصِيرٌ لَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقَلُ وَالْقَلُ وَالْقَلَ عَلَيْهُ وَالْقَلَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مِّنَ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمُ الْقِينَامَةِ اعْمَلُونَ نَصِيرٌ لَقَلِهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْقَلْ وَاللَّهُ اللَّهُ َ مُوا الْفُسِرُولُ النَّفُسِرُولُ النَّفُسِمُ وَالْفُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلْتَ مُوا الْفُسِرُولُ الْفُلْتَ مُوا الْفُسِرُولُ الْفُلْتَ مُوا الْفُسُنُولُ الْمُسْرُولُ الْفُلْتَ مُوا الْفُسِرُولُ الْفُلْتَ مُوا الْفُسُرُالُ الْمُعْلَى الْمُسْرَالُ اللَّهُ الْمُ الْفُسْرُولُ الْفُسْرُولُ الْفُسْرُولُ الْفُسْرُولُ الْفُسْرُولُ الْفُسْرُولُ الْفُسْرُولُ الْفُسْرُولُ الْفُلْتَ مُوا الْفُسْرُالُ الْمُسْرَالُ الْمُنْ الْفُلْتَ مُوا الْفُسُرُالُ الْمُسْرَالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِكُ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ اللْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ الْمُسْلِكُ

Ungkapan dengan redaksi perintah (uslub amr) yang tertera pada poin ke-4 tersebut tidak menghendaki makna menyuruh, yakni menyuruh berbuat semaunya (kufur), dan tidak juga menyuruh menyembah selain Allah. Namun menekankan untuk menimbang-nimbang dengan rasio sehat tentang berbuat dan bersikap dalam memilih jalan hidupnya; dan berpikir secara lurus dalam hal beribadah. Itulah yang membedakan antara yang mukmin dan yang musyrik."

Ungkapan sya'a, "kehendak" ada dua macam: pertama, kehendak yang muncul dari diri manusia; Kehendak yang muncul dari manusia adalah kehendak yang terbatas, misalnya ungkapan خيت شنته yang terdapat disela-sela antara perintah dan larangan yang pernah berlaku bagi Adam a.s. dan Hawa, وقلنا يانادَمْ استَحَنْ مَنْ المَالِينَ الْمُعَرَّ مَنْ المَالِينَ الْمُعَرَّ مِنْ الطَّلِينَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 35); begitu

juga kata yang tertera di dalam firman-Nya, نِسَاوُكُمْ خَرِثُ لَكُمْ قَانُوا خَرْتُكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 223) maka أَنَّى شِنْتُمْ , "bagaimana saja yang kamu kehendaki", dalam ayat tersebut maknanya "bersetubuhlah dengan istrimu sesuka hatimu selama dilakukan di tempat peranakan (vagina)". Yakni, bukan di tempat yang lain.

Kedua, kehendak yang muncul dari Allah Swt. sebagai kehendak yang mutlak tanpa batas. Yang dalam hal ini kehendak Allah diungkapkan dengan kata yuriid, misalnya ungkapan نَوْبَعُنُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

Baca Qaddamuu li-Anfusikum.

## (اَلشِّيَةُ) Asy-Syiyatu

Firman-Nya, نولا تُشقِي الْغَرَثُ مُسلَّمَةً لَا شِيَةً فَيَّارَ "dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 71)

Keterangan

Asy-Syiyatu ialah tanda, belang atau berwarna. Artinya, sapi tersebut hanya mempunyai satu warna, mulus warna kulitnya dan tidak bercampur dengan warna lain. 11







Shaad (ص) Baca Shaad (Nama-nama Surat)

Firman Allah Swt., ص والْقُرَّ ان فِي الذَّكْرِ: Shaad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. (Q.S. Shaad [38]: 1)

## (اَلْصَابِئِينَ) Ash-Shaabi-iina

Ash-Shaabi-iina: Orang-orang yang mengikuti syariat para nabi terdahulu, atau orang yang menyembah bintang, atau yang menyembah dewa-dewa. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 69); (Q.S. Al-Bagarah [2]: 62); (Q.S. Al-<u>H</u>ajj [22]: 17)

## (صبُّب) Shabba

Firman-Nya, فَصِبُ عَلَهُمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابِ: Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab.(Q.S. Al-Fajr [89]: 13)

Keterangan

Bahwa مِنْكُ بَاللهِ, adalah mengalirkannya dari atas. Dikatakan مَنْكُ وَمَنْبَنْتُهُ فَتَصَبَّبِهِ. Seperti firman-Nya, الله صبينا الناء صباً Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). (Q.S. 'Abasa [80]: 25); begitu juga firman-Nya, (Q.S. 'Abasa [80]: 25); begitu juga firman-Nya, نَصَبُ مِنْ فَوْقِ رُنُوسِهُمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ sedang mendidih di atas kepala mereka. (Q.S. Al-Hajj [22]: 19)

## (صَبَعَ Shabaha (صَبَعَ عَا

Firman-Nya, قَالِفُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. (Q.S. Al-An'aam [6]: 96)

Keterangan

Al-Ishbaah: waktu subuh. Dikatakan الرَجْن الرَجْن, berarti dia memasuki waktu pagi. Ash-shubhu wa ash-shabbah adalah permualaan siang yakni waktu memerahnya ufuq dengan adanya alis matahari.

Adapun المضباع adalah Pelita (as-siraaj). Sebagaimana firman-Nya, المضباغ في زُجاجة Pelita

1. Ar-Raghib Al-Asfahani, Mu'jam Mutradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 280

2. Tafsir Al-Moraghi, jihd 3 juz 7 hlm. 196.

itu dalam kaca. (Q.S. An-Nuur [24]: 35) Sedang, ash-shabbaah adalah pelita itu sendiri. Adapun, al-mashaabih adalah kerlipan bintang-bintang. 17

## (اَلَصَيْرُ) Ash-Shabru

Firman-Nya, ثَلْثَهُ بَيْنَكُمُ اللَّهُ بَيْنَكُ maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukuman-Nya di antara kita. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 87)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Ash-Shabru, adalah menahan diri dalam kesempitan berdasarkan pertimbangan akal, syariat atau keduanya.<sup>2</sup> Sabar memiliki makna yang luas dan nama yang berbeda bergantung kepada kejadiannya. Jika menahan diri karena musibah dinamakan ashshabru, maka sebaliknya adalah al-zajaa' (putus asa). Jika dalam peperangan dinamakan assaja'ah (pemberani), maka sebaliknya adalah al-jubnu (penakut) Jika ditimpa kegelisahan dinamakan lapang dada (rahbush-shadri) sebalikadalah adh-dhajru (gelisah). Dan jika nya dalam menjaga ucapan dinamakan al-madzalu (merahasiakan) sebaliknya adalah al-katmaanu (membuka rahasia). Allah menamakan semua ini sebagai suatu kesabaran.3

Imam Al-Qurtubi membagi sabar kepada dua bagian: 1) Sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah orangnya disebut *mujahid*; dan 2) sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, orangnya disebut 'abid. Jika kedua sifat ini bersatu pada diri seorang hamba, maka Allah akan mewarisi rasa ridha di dalam hatinya terhadap semua yang ditetapkan Allah baginya. Dan tanda keridahannya adalah sakinah (ketenangan) hatinya terhadap semua yang menimpa dirinya baik berupa sesuatu yang disuka maupun yang dibenci. <sup>4</sup>

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, plid 1 juz 2 hlm. 174.



<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Crt., hlm. 280-281.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 281.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 281.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Ishthabir 'alaiha, yang tertera di dalam firman-Nya, فَاعَلِمْتُهُ وَاصِيْطِيْرُ لِمِيَادُهُ مِنْ نَعْلُمْ لَهُ سَمِيًا (Q.S. Maryam [19]: 65): berteguh hatilah dalam menghadapi kesulitan dalam beribadah; seperti dikatakan kepada orang yang berkelahi: ishthabir il-qirnka, yakni tabahlah dalam menghadapi hantaman yang mungkin datang kepadamu dari lawan tandingmu. <sup>1)</sup>

Ishthabir ʻalaiha, yang tertera di dalam firman-Nya, وَأَمْرَ أَهَلَكَ بِالصَلَاةِ وَاصْطَيْرَ عَلَيْهَ (Q.S. Thaaha [20]: 132): tetaplah mengerjakannya. Maksudnya, serutah hai rasul, keluargamu untuk mendirikan shalat; dan hendaklah kamu sendiri memeliharanya, karena nasehat dengan perbuatan akan lebih membekas dibanding dengan perkataan, sebagaimana kata penyair:

"Wahai lelaki yang mengajari orang lain,

يَاأَيُّهَا الَّرَجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ

هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ دَا التَّعْلِيْمِ

apakah dirimu tidak mempunyai ajaran". Perintah mengerjakan salat dengan tetap diungkapkan dengan اصَعَابِر, dalam ilmu sharaf, tambahan (ziyaadah) berupa huruf tha' (yang asalnya ta', dari اصَعَانِ lalu diganti dengan tha', اسمَانِ untuk memudahkan bacaan) menunjukkan arti penekanan (lit-ta'kiid). Artinya salat adalah perbuatan yang berat. Sebagaimana dinyatakan: واصَعَانِهُ الْعَالِيهُ وَالْحًا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْعَالِيهُ وَالْحَا لَكِبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْعَالِيهُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ عَلَيْكُولِهُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَالِيةُ وَالْحَا

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa بَعَيْدُ وَلَمْ يَغَرُّوْ ), yakni غَجَلُدُولَمْ يَغَرُّوْ (tabah , kuat, tidak gelisah), dan juga berarti menunggu dalam keadaan tenang, tidak gelisah (النتظري مُنُوّهِ وَاطْمِعْنَانِ), dan dikatakan: إنتظري مُنوّهِ وَاطْمِعْنَانِ), yakni مَنْرُ عَلَى الْأَسْ , yakni الْحُمْدُ وَلَمْ يَجْزُعُ , yakni فَاصْبِر صِيرًا , (menanggungnya dan tidak gelisah). الأحمد فاصبر صيرا ,

جَبيلًا: Maka *bersabarlah* kamu dengan *sabar* yang baik. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 5) yakni, kesabaran yang tidak mengeluh, mengadu. <sup>1</sup>J

Selain sabar dalam pengertian positif sebagaimana di atas, sabar dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian yang negatif, pertama sabar dalam pengertian "menghinakan" (littahqiir), kedua sabar dalam pengertian "membiarkan dalam kesesatan".

Adapun sabar dalam pengertian *lit-taḥqiir*, misalnya: فَنَا أَصَارُوْهُمْ عَلَى اللّٰهُ: Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 175)

Ungkapan semacam ini sama dengan ucapan yang dikatakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dimurkai raja, "alangkah kuatnya anda hidup terbelenggu dan tersekap di dalam penjara". Dengan kata lain, seseorang tidak akan melakukan hal tersebut bila tidak "sabar" dalam menahan siksaan. Tetapi siapakah yang mampu bertahan terhadap siksaan Allah?<sup>21</sup> Ungkapan rasa heran dipergunakan oleh makhluk-Nya, bukan oleh al-khaaliq (Allah).<sup>31</sup> Maksudnya, orang-orang mukmin merasa heran terhadap orang-orang kafir yang banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan.<sup>41</sup>

Sedangkan sabar dalam pengertian tetap dalam kesesatan, misalnya, وَاصْبِرُوا عَلَى الهنكم: (Q.S. Shaad [38]: 6), maknanya itsbaat (tetap), yakni terus-menerus mengerjakan peribadatannya (istamarru 'ala aalihatiha).51 Dan menunjukkan arti peribadatan. ألهة menunjukkan arti peribadatan. ألهة peribadatan mereka dengan tetap menyembah tuhan-tuhan. A. Hassan menjelaskan dalam tafsirnya, Dalam suatu majlis, di rumah Abu Thalib, setelah Nabi Muhammad beri penerangan kepada orang-orang Quraisy, ketua-ketua mereka tinggalkan majlis itu sambil berkata kepada pengikut-pengikut mereka: "pulanglah kamu dan sabarlah dan beribadatlah kepada tuhan-tuhan

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 16 hlm. 70.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 166.

<sup>3.</sup> Menurut Mujahid ash-shabru dalam ayat ini adalah ash-shaum (pusa), dan di antaranya dikatakan untuk bulan Ramadan dengan شيخ المنظر Dan secara khusur disebutkannya puasa dan salat karana keduanya adahubungan erat, yakni puasa berarti menahan syahwat dan bersikat zuhud terbada dunia, sedangkan salat ialah mencegah perbuatan keji dan munkar lalu melahirkan ketundukan. Muharrar Al-Wajiiz, juz 1 hm. 277.

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab shad hlm. 505-506.

Abu Su'ud, Al-Qadhi Al-Qudhat Muhammad Al-'Amaadiy Al-Hanafiy, *Tofsir Abu Su'ud*, tahqiiqi Abdul Qadir Ahmad 'Atha, Maktabah Ar-Riyaadhul-<u>Hadiitsah-Riyadh, juz 3 hlm.</u> 120.

<sup>2</sup> Al-Moraghi, Op. Cit., jilid 1 juz 2 hlm. 52

<sup>3</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 281.

<sup>4</sup> Shafwaatut-Tofaasur, jilid 1 hlm. 115.

<sup>5.</sup> Hasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsır Jalalain', juz 5 hlm. 210.

Tofsir Al-Qurtubi, jilid 8 juz 15 hlm. 100.

## 46

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

kamu, karena kesabaran dalam urusan ini sangat dikehendaki dan dituntut dari kamu."<sup>11</sup>

#### (صَبَارٌ) Shabbarun

Shabbarun: Yang banyak bersabar, Yakni, bila ada padanya jenis berbagai beban (takalluf) dan memiliki kesungguhan (kesanggupan untuk mengatasinya). 21 Seperti firman-Nya, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتِ Sesungguhnya pada yang demikian :لِكُنُ صَبَبَارِ شَكُور itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Yakni kata shabbaar yang ditujukan kepada Musa a.s.: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada harihari Allah". Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. (Q.S. Ibrahim; 14: 5)

Begitu pula shabbaar yang ditujukan kepada Nabi Sulaiman: Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negerinegeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kotas-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami", dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. (Q.S. Saba' [34]: 18-19)

Shabbarun syakuur (منبَّارٍ شَكُورٍ) di antaranya adalah kemampuan untuk merenungi kenikmatan Allah berupa berlayarnya sebuah bahtera di lautan dengan jiwa selamat, انْمُ نَرَ أَنْ انْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبُحْرِ وَلَيْكَ الْمُعْرِ وَلَيْكَ الْمُعْرِ وَلَيْكَ الْمُعْرِ الْمُعْرِ (Q.S. Luqman [31]: 31); sedangkan lawannya adalah khattarun kafur (خَتُارٍ كَشُورٍ). Yakni kondisi seseorang

yang mengikhlaskan agama-Nya manakala dalam bahaya dan lupa kepada-Nya manakala selamat di daratan, وَإِذَا عَبْسِهُم مَوْعٌ كَالطَّلِّلِ دَمُوا الله مُخْتِمِينَ لهُ البَيْنَ فَلِنَا اللهِ عَلَمُ كَفُور لا . كَجُاهُمْ إِلَى الْيَرْفَمِيَّهُم مُقْتَصِدٌ وَمَاتِجْحَدْ بِتَابِاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ (Q.S. Lugman [31]: 32)

## (صِبْغَةٌ) Shibghatun

Firman-Nya, عبينة الله ونن اختن بن الله صنينة Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? (Q.S. Al-Baqarah [2]: 138)

#### Keterangan

Ash-Shibghah, secara bahasa berarti obat yang memberi warna pakaian (celupan). المنفة berwazan fi'latun, dan bentuk masdarnya shibghun (جِلْسَ), sebagaimana جِلْسَة yang terambil dari جِلْسَة. Adapun asal kata ash-shibghah, adalah suatu zat yang diletakkan padanya buat mewarnai (al-mashbughu bihi). Maka ash-shibghah, berarti sesuatu yang dibentuk dari berbagai warna menunuju ke satu warna saja. المنافة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

Terdapat berbagai penafsiran seputar ash-shibghah, antara lain: 1) Shibghatallaah, berarti "agama Allah". Hal ini berdasarkan riwayat, sesungguhnya sebagian orang-orang Nasrani telah membenamkan anak-anaknya ke dalam air yang berwarna kemerah-merahan, lalu mereka menamakannya dengan al-mau'uudiyah (pencelupan, pembaptisan). Kemudian mereka mengatakan: anak itu telah disucikan untuk kalian Dan bila seseorang melakukan pencelupan terhadap anak-anaknya, maka ia mengatakan: Sekarang anak tersebut telah menjadi Nasrani. 2), Shibghatallaah, berarti "fitrah-Nya". Sebagaimana firman-Nya, نِطْرَةُ اللَّهِ اللَّهِ عَطْرَ النَّاسَ عَلَهَا لا تَبْدِيل (Q.S. Ar-Ruum [30]: 3)

Berangkat dari ayat ini, berarti manusia sudah diberi tanda oleh Allah tentang tingkah lakunya yang diperjelas pula tentang kelemahannya, yakni ketidakberdayaan manusia. Hal ini terbukti bahwa bahwa sifat-sifat lemah manusia menghendaki suatu kekuatan kepada penciptanya (Allah Swt.).

Menurut Al-Qadhi, bahwa seseorang yang menafsirkan shibghatallaah dengan penafsiran

<sup>2.</sup> Ibnu Hayyan, Al-Bahrul-Muhith fit-Tafsur, juz 1 hlm. 365.



<sup>1.</sup> A. Hassan, Tofsir Al-Furgan, catatan kaki no 3340 hlm. 889.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 281.

<sup>1.</sup> Tafsir al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 223.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



fitrah-Nya, maka penafsiran semacam ini adalah dekat sekali secara makna. Sedangkan menafsirkan shibghatallaah dengan agama Allah, karena memang fitrah-lah yang menyuruhnya dan memutuskannya pula melalui dalil-dalil logika dan dalil-dalil syara', yakni agama itu sendiri. 3), Shibghatallaah, berarti "khitan" (al-khitan), karena khitan adalah bentuk penyucian. Demikianlah pendapat Abu 'Aliyah. 4), Shibghatallaah, berarti "bukti-bukti yang tak terbantahkan yang datang dari Allah (hujjatullaah), yakni menolak penyembahan terhadap berhala. 11

Singkatnya shibghatallah dimaksudkan pemisah dari Allah bahwa seseorang terlepas dari kemusyrikan, jauh dari pola pikir dan berakidah Yahudi atau Nasrani.

## (صبيغ) Shibghin

Firman-Nya, وَصِبْغَ لِلْأَكِلِينَ dan pemakan makanan bagi orang yang makan. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 20)

Keterangan

Ash-Shibgu: roti yang dicelupkan sebagai campuran makanan. Dikatakan di dalam Al-Mugrab, منبع التُون بِصبنع وَصِبَع خَسْر, " pakaian dicelup dengan celupan yang indah"; dari sinilah lahir celupan berupa lauk-pauk, karena roti dimasukkan ke dalamnya dan diwarnai dengannya.

## (صَباً) Shabaa

Firman-Nya, أَصَبُ إِنْهِنُ: Tentu aku akan cenderung (memenuhi keinginan mereka). (Q.S. Yusuf [12]: 33)

Keterangan

المن Al-Yazidi menjelaskan bahwa *Ashbu* (مُنيَّنَ), adalah aku akan cenderung, menyukai dan condong, yakni, *amalun* (أمَّنُ). Dikatakan, مَنْبُ إِلَى apabila ia cenderung kepada permainan, senda gurau.<sup>3</sup>

## (صَبِيًّا) Shabiyyan

Firman-Nya, كَيْفَ نُكِيْمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَبِي صَبِينًا Bagaimana kami akan berbicara kepada *anak*  kecil yang masih dalam ayunan? (Q.S. Maryam [19]: 29).

Keterangan

Ash-Shabiyyu adalah orang yang belum mencapai usia balig. Dan رَجُلُ مُصِبُ , yakni dzuu shibyaan (masih memiliki sifat kekanak-kanaan). <sup>1</sup> Yakni kata yang ditujukan kepada Isa a.s., sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya, seperti halnya yang ditujukan kepada Yahya a.s., yang dinyatakan, نُوَ الْنِيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِيْكُ Dan Kami berikan padanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. (Q.S. Maryam [19]: 12)

## (صَحَبُ) Sha<u>h</u>aba

Firman-Nya, لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصُرُ أَتْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَا Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab) Kami. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 43).

Keterangan

Yushḥabuun maknanya dilindungi dari azab Kami. Orang Arab mengatakan, آنَا لَكَ جَارٌوْ صَاحِبٌ berarti aku sebagai pelindungmu dari si fulan.<sup>2]</sup>

## (صَاحِتُ) Shaa<u>h</u>ibun

Firman-Nya, ننا طَنَلُ مَنَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَى Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak (pula) keliru. (Q.S. An-Najm [53]: 2)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ناجبَكُمْ: Temanmu. Maksudnya, Nabi Muhammad saw. dinyatakan sebagai teman orang-orang Quraisy merupakan pernyataan bahwa mereka tahu secara detail tentang kepribadian Nabi saw. yang mulia, dan mereka tahu benar bahwa ia terlepas dari tuduhan-tuduhan yang kerap dinisbahkan kepadanya, dan bahwa ia memiliki sifat yang terbimbing dengan petunjuk. Karena pergaulan mereka yang sekian lama dengan

Ar-Razı, İmam Muhammad Fakhruddin İbnu Al-'Allamah Dhiya'uddin 'Umar, Tofsır Al-Kabir wo Mafaatiihui Ghaib, jilid 9, juz 21 hlm.
 Daar Al-Fıkr t.t.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 18 hlm. 13.

<sup>3.</sup> Ibnu Al-Yazıdi, Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, him. 84.

Ar-Raghib, Op. Cit., Irlm. 282, dan menurut Imam Al-Baghawi, shobiyyan, adalah lelaki dewasa yang umurnya 30 tahun. Tofsir Al-Baghawi, juz 3 Irlm. 159.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 35; Di dalam Mu 'jam disebutkan bahwa الشاهية, artung الكونية (orang yang menemani), dan juga berarti النام (yang memiliki sesuatu), dan juga berarti إلى المخين (tetap bendiri, penjaga), misalnya firman-Nya, المؤالة المناف المناف المناف (dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: 30), lalu dipakai dari hal orang yang cenderung ke suatu madzhab, misalnya ashab Abu Hanifah, ashab imam asy-Syafi'i, dan bentuk jamaknya hali Mujam Al-Wasith, juz 1 bab shad hlm. 507; untuk keterangan aya 174 surat Al-Mudatstsir, silakan baca Malaikat.

## ~+**(**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



beliau dan mereka menyaksikan tentang sifatsifat agung yang menjadi bukti yang dapat menjawab semua tuduhan yang menimpanya. Maka, hal ini merupakan penguat bagi tegaknya hujjah Nabi kepada mereka.<sup>1</sup>]

Firman-Nya, ثَنَادَوَا صَاحِبُهُمْ فَتَعَامَلُ فَعَقَى Maka mereka memanggil kawannya. (Q.S. Al-Qamar; 54: 29)

Maka, Shaahibuhum pada ayat tersebut, adalah kawan mereka, yaitu Qurdar bin Salif, seorang yang paling durhaka dari kaum Tsamud.<sup>21</sup>

Shaahibatun (مناجنه): Istri (الزوّجة). آ Seperti أنزم بفراللز من أجبه (۳۰)وأغه وابيه (۳۰)وضاحتيه ونبيه بفراللز من أجبه (۳۰)وأغه وابيه (۳۰)وضاحتيه ونبيه بفرالله pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Dari ibu dan bapaknya. Dari istri dan anakanaknya. (Q.S. 'Abasa [80]: 34-36)

Begitu juga Shaahibatuhu yang terdapat pada surat Al-Ma'aarij ayat 12, yang berarti istrinya. <sup>4</sup> Yakni, bagian yang dijadikan tebusan oleh orang-orang berdosa agar terlepas dari azab (sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. (Q.S. Al-Ma'aariij [70]: 11-12)

Ash<u>h</u>abun (أضخابُ) Kata sebagai menjadi jumlah *idhaafah* (mudhaaf dan *Mudhaafun ilaih*) dengan arti yang bermacam-macam, antara lain:

Ashhaabun (أَصَحَابُ) berarti "penduduk". Dan, أَصَحَابُ أَلْهَابُ Penduduk Aikah. (Q.S. Al-Hijr [15]: 78) Yaitu, kaum Nabi Syu'aib. Aikah adalah tempat yang berhutan di daerah Madyan. أَصَحَابُ الرَّبِينُ وَنَعُودُ Penduduk Rass dan Tsamud. (Q.S. Qaaf [50]: 12) Tsamud, ialah kaum Nabi Saleh a.s. Baca Rass; dan, أَصَحَابُ الرَّبِينُ Penduduk-penduduk kota Al-Hijr. (Q.S. Al-Hijr [15]: 80) Yakni, kaum Tsamud. Al-Hijr adalah tempat yang terletak di Wadil Qura antara Madinah dan Syiria; dan, المُحَابُ الرَّبِينُ Penduduk Rass. (Q.S. Al-Furqan [25]: 38) Maka, Rass adalah telaga yang sudah kering airnya. Kemudian dijadikan nama suatu kaum, yaitu kaum Rass. Mereka

menyembah patung, lalu Allah mengutus Nabi Syu'aib a.s. kepada mereka; dan, أَمْنَعَابِ مُدْيَنَ Penduduk Madyan dan penduduk negerinegeri yang telah musnah. (Q.S. At-Taubah [9]: 70) Yaitu, kaum Nabi Syu'aib a.s.<sup>31</sup>

Ashhaabun (أصغاب), berarti "penghuni". Antara lain: أصغاب الجيم Penghuni neraka. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 10); dan, أصغاب الجيم Penghuni surga. (Q.S. Al-A'raf [7]: 44); dan, الشخاب النار Penghuni surga. (Q.S. Al-A'raf [7]: 44); dan, اشخاب النار Orang-orang yang di atas A'raaf. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 47); dan, أصغاب الأمنواب الكيف (Q.S. Al-Kahfi [18]: 9); dan, أصغاب القبور Penghuni-penghuni Gua. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 9); dan, أصغاب القبور Penghuni-penghuni kubur. (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 13); Sedang, أصغاب القبور Penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Al-Mulk [67]: 10, 11) Yakni, orang yang menempati neraka. Jadi, seakan-akan mereka itu memiliki neraka sehingga dikatakan ashhaab. المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحافة المحا

Ash<u>h</u>aabun (أصنعاب) berarti "perilaku yang menjadi kebiasaan", "berbuat", "tentara". Kata banyak dimuat di dalam firman-Nya, antara lain: أَصُبُحَابُ السِّنَبُ: Orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari sabtu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 46) yakni, hari Sabtu ialah hari yang khusus untuk beribadat bagi orang-orang Yahudi; 1 dan. Yang menempuh jalan yang: أَصِيَحَابُ الصَرَاطِ السُّويَ lurus. (Q.S. Thaaha [20]: 135); dan, أَصْحَاتُ الْفَيْلِ: Tentara bergajah. (Q.S. Al-Fiil [105]: 1) Yaitu, tentara yang dipimpin oleh Abrahah Gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah; 5] dan, أَصْبِحَابُ الْأَخْدُود: Orang-orang yang membuat parit. (Q.S. Al-Buruuj [85]; 4) yaitu, pembesarpembesar di Yaman. (Depag, not 1568 hlm. 1044) Baca Akhadza (Ukhduud).

Ashhaabun (أضعاب) berarti "golongan". Kata ini banyak dimuat di dalam Al-Qur'an, antara lain: أَشَخَابُ اللَّهُ اللَّهُ : Golongan kiri. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 9) Yakni, orang-orang yang menerima buku-buku catatan amal mereka dengan tangan kiri; dan, أَشَخَابُ الْلَمَانَةُ : Golongan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 him. 42.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 89.

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 1 bab shad hlm. 507.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 29 hlm. 66.

<sup>5.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki no. 809 hlm. 397.

<sup>6.</sup> Ibid, catatan kaki no. 811 hlm. 398.

<sup>1.</sup> Ibid, catatan kaki no 1069 hlm. 565.

<sup>2.</sup> Ibid, catatan kaki no. 649 hlm. 290.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid I juz 1 hlm. 96.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 59 hlm. 20.

tbid, catatan kaki, no. 1602 hlm. 1104.

<sup>6.</sup> Ibid, catatan kaki no 1450 hlm. 892.

## **₩**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kanan. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 8) Yakni, orangorang menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kanan; أَصْحَابُ النِّينِ, Golongan kanan. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 27); dan, أَصْحَابُ لاَشْمَالُ: Golongan kiri. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 41)

Ashhaabun (أصنحابُ) berarti "penumpang". Misalnya: أصنحابُ السنينية: penumpang-penumpang bahtera. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 15)

Ashhaabun (أَصَحَابُ) berarti "pengikut". Seperti dikatakan: إنفاد له وَانْبُعَهُ yakni أَصْحَبُ لهُ (mengikutinya).<sup>7]</sup> Misalnya: أَصِحَابُ مُوسَى: Pengikutpengikut Musa. (Q.5. Asy-Syu'araa' [26]: 61).

## (ألصَحَافُ) Ash-Shi<u>h</u>aafu

Firman-Nya, نِطَافَ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَمْبُ Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 71)

#### Keterangan

السَيْخَانَ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa السَيْخَانَ adalah kata jamak dari عَنْفَتْ, artinya 'piring', yakni sama artinya dengan qash'ah. Al-Kisa'i berkata, bahwa wadah makanan yang terbesar adalah غَنْفَة, sesudah itu فَصَعة, lalu مُنْفَخَةً kemudian أَذَى مَنْكَاةً kemudian أَذَى مَنْكَاةً إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاقُونُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُمْ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلِيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلَيْنَاهُ إِلِيْنَا أَنْنَاهُ إِلَيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَلِيْنَا أَنْنَا أَنْنَاءُ أَنِيْنَا أَنْنَا أَلِيْنَا أَنْنَا أَنْنَا أَلِيْنَا أَنْنَا أَنْنَا أَنْنَا أَنْنَا أَنْنَاءُ أَنْنَا أَنْنَا أَنْنَا أَنْنَاءُ أَنْنَا أَنْنَاءُ أَنْنَا أَنْنَا أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَا أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَا أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنَا أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَنَا أَنْنَاءُ أَنْنَاءُ أَلِيْنَا

## (اَلَصُحُوْفُ) Ash-Shu<u>h</u>uuf

Ash-Shuhuuf adalah kata bentuk jamak, dan bentuk mufradnya ialah shahiifah, "sesuatu yang tertulis". 4 (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 2)

Kata shuhuuf menjadi mudhaf, dan sering berdampingan dengan para nabi, misalnya: صغف البراميم وَمُوسَ: Kitab-kitab Ibrahim Dan Musa. (Q.S. Al-A'laaa [87]: 19) (Q.S. An-Najm [53]: 36); dan, ن Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. (Q.S. 'Abasa [80]: 13)

Kata *shufuf* dalam ayat tersebut maksudnya ialah sebuah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Lauh Mahfuz. <sup>5</sup>

Adapun firman-Nya, مُعَقَا مُنشَرَة Lembaranlembaran yang terbuka. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 52); dan, مُنخَفًا مُطَهُرة Lembaran-lembaran yang disucikan (Al-Qur'an). (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 2). ; dan, الصَّخُفِ الْأُولَى: Taurat, injil dan kitabkitab samawi. (Q.S. Thaaha [20]: 133)<sup>1]</sup>

## (اَلُصَاخَةُ) Ash-Shakhkhah

Firman-Nya, فَإِذَا جَاءَتِ المِنَاخَةُ Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala kedua). (Q.S. 'Abasa [80]: 33) kata ini disebutkan hanya satu kali.

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ash-Shaakhkhah, ialah نَصْرَبُ الْحَدِيثُ عَلَى الحَدِيثِ Memukulkan besi dengan besi. Atau, memukul tongkat yang keras terhadap benda padat, sehingga mengeluarkan suara yang keras. <sup>21</sup>

## (صَغُرَةٌ) Shakhratun

Firman-Nya, وَنَعُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّهُرَ بِالْوَادِ Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. (Q.S. Al-Fajr [89]: 9)

#### Keterangan

Ash-shakhrah adalah batu besar yang licin, dan di harakat fathah jamaknya مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُوْ مَنْحُرُو مَنْحُرُوْ مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مَنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُولُ مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُرُو مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْكُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُرُولُ مِنْحُرُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلِولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلُولُ مِنْحُلُولُ مِنْكُولُ مِنْحُلُ

Firman-Nya, فَتَكُنْ فِي صَحْرَة Dan berada dalam batu. (Q.S. Luqman [31]: 16) adalah penjelasan tentang sifat Allah yang Maha Lembut dan Maha Memberi kabar terhadap amal perbuatan yang sangat kecil (sebesar biji sawi). Baca: Lathiihun Khabiirun,

## (تَصُدُّونَ) Tashudduuna (صَدُّ

أنصَنُونَ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa نَصَنُونَ berasal dari kata مَدِدْتُهُ وَأَصُنُّهُ صَدَّا artinya "aku memalingkannya". أَلَّا Kata shadda yang berarti

<sup>1.</sup> Ibid, catatan kaki, no. 1449 hlm. 892.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shad hlm 507

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., illid 8 juz 22 hlm. 34.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 10 juz 30 hlm. 212; Mu'jam Al-Wasitth, juz 1 bab shad hlm. 508

S. Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1557 htm. 1025.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 168.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 48

عن في ر Tartib Qamus Al-Muhith, juz 2 bab shad hlm. 802 maddah من في ر 4. Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catalan kaki, no. 1575 hlm.

<sup>5.</sup> Tafşir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 11; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 283.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

-

menghalangi dapat dilihat di beberapa ayat, diantaranya: a) menghalangi orang untuk datang ke masjidil haram dinyatakan dengan: هُمْ يُصِيُّدُونَ عَنِي الكُشجِد الْحَرَام: (Q.S. Al-Anfal [8]: 34); b) menghalangi orang dari jalan petunjuk (membengkokkan), لِمَ تَصِيُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوْجًا وَأَنْفُمْ ، misalnya شيداد: Mengapa kamu (Ahlu Kitab) menghalanghalangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman. kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan? (Q.S. Ali أَيْتُ النَّافِقِينَ , Imran [3]: 99); sedangkan firman-Nya (manusia) :نصُنُونَ عَنْكَ صُنُودًا Menghalang-halangi dengan sekuat-kuatnya mendekati kamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 60) Maka, Shuduudan dalam ayat tersebut maksudnya ialah sengaja berpaling dari menerima keputusanmu.1]

### (صَدِيد) Shadiid

Shadiid adalah cairan yang mengalir dari kulit ahli neraka.<sup>2)</sup> Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, جن وَزَائِهِ جَيْنَامُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيبِ Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. (Q.S. Ibrahim [14]: 16)

## (صَدَرَ) Shadara

Firman-Nya, نَوْنَبِهُ يَمَمُنُوا النَّاسُ أَشْنَاتُا pada hari manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. (Q.S. Al-Zalzalah [99]: 6)

#### Keterangan

Yashduru: kembali. Pengertian dari kata al-warid, yakni orang yang datang ke tempat air untuk minum atau menyirami (memberi minum). Akan halnya ash-shadir, ia adalah kembali dari sumber air tersebut. <sup>3</sup>]

Sedangkan, firman-Nya, يُمُنِرُ الْرِعَاءُ Pengembala-pengembala itu *memulangkan* ternaknya. (Q.S. Al-Qashaash [28]: 23) Maksudnya mereka menggiring ternaknya dari air.<sup>4</sup>

## (اَلْصَدْرُ) Ash-Shadru

مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صِنْرًا فَعَلَيْمَ غَضِبٌ مِنَ Firman-Nya, Orang yang melapangkan *dada*nya untuk: اللَّهُ kekafiran, maka kemurkaaan Allah menimpanya. (Q.S. An-Nahl [16]: 106)

#### Keterangan

Ash-Shadru adalah al-jaarihah (anggota badan kita, "dada"), dan jamaknya shuduur (صَدُورٌ). <sup>1</sup> Ash-Shadru adalah yang terdepan dari segala sesuatu. Dan dikatakan, shadrul kitaab (awal kitab) shadrun-nahaar (permulaan siang), dan shadrul qaum (pemimpin mereka). Dan shadrul-Insaan (berarti bagian terpampang dari bawah tengkuk hingga perut) yang disebut dengan al-qalbu (dada). Dan dikatakan: فُلاَنٌ يُؤرَدُ وَلاَ يُمبُدِرُ. yakni, mengambil suatu perkara (mengerjakannya) namun tidak menyempurnakannya.<sup>2</sup> Shadru dimaksudkan dengan arti qalbu, "hati". Karena darinya segala sesuatu kembali. Sedangkan ungkapan ayat di atas, syaraha bilkufri shadra, maksudnya meyakini bentuk-bentuk kekufuran dan hatinya senang dengannya.33 Atau berarti 'yang membatu hatinya'. Sedang lawanya syarahallaahu shadra lil-Islaam, "yang Allah bukakan hatinya menerima Islam."(Q.S. [39]: 42)

Dan kata *shadr* tertera juga pada ayat yang lain, نُوْنَبِسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صَنْدُورِ الْعَالِينَ Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam *dada* semua manusia? (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 10)

Dunia memang luas, namun luasnya tidak membuat sempit, bingung dada orang-orang beriman. Hati seorang mukmin adalah yang paling luas dari wujud dunia itu sendiri. Seorang mukmin sanggup mencengkeram luasnya dunia. Artinya, dengan keimanan hati menjadi luas, terbuka, sanggup menerima apa saja, yang berat sekalipun.

## (اَلصَّدُعُ) As-Shad'u

Firman-Nya, وَالْاَرْضِ ذَاتِ الْمَهَدُّع: Bumi yang mempunyai *tumbuh-tumbuhan*. (Q.S. Ath-Thariq [86]: 12)

#### Keterangan

Ash-Shad'u ialah pecahnya sesuatu yang ada pada permukaan keras seperti kaca dan besi. 9 Sedang, Ash-Shad'u dalam ayat tersebut

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 284.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 74.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 137; Shadiid: qaihun wa damun (nanah dan darah). Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 150

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 218.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 him. 47.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 283.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shad hlm. 509.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 5 juz 14 hlm. 145.

maksudnya ialah pecahnya permukaan bumi akibat munculnya berbagai jenis tetumbuhan. <sup>1</sup>

Adapun نَمْتَضَبَّعُا: (Dalam keadaan) tunduk terpecah belah. Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, غلى جَبِّلِ لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مَنْ الْمُعَالَّمِ اللهِ خَلَى جَبِّلِ لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُنْصَاتِهًا مِنْ اللهِ خَلَى جَبِّلِ لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُنْصَاتِهًا مِنْ اللهِ Terhadap gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah (Q.S. Al-Hasyr [59]: 21) Dan dikatakan: صَدَاعَ الأَمْرَوْبِهِ, yakni, membuatnya terang dan jelas (bayyanahu wa jahharahu). (Pabagai keadaan yang menerangkan sikap ciptaan-Nya (gunung) karena takut kepada Allah

#### (الصِنْدَفَيْن) Ash-Shadafain

Ash-Ahadafaini bentuk jamak dari shadafun, yakni pinggir gunung. Dan, firman-Nya, خَيُّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ المُنْفَئِنِ: Hingga apabila besi itu sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 97)

## (يَصَةَّدقُ) Yashshaddaqu (صَدَقَ)

Firman-Nya, وَمَنْ قَتْلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَعْرِيزَ رَقْبَةٍ إِلَى أَمْلِيهِ إِلَّا أَنْ يَصُنَفُوا Hendaklah ia غَرْبِيَةٍ وَرِيَةٌ مُسْلَمَةً إِلَى أَمْلِيهِ إِلَّا أَنْ يَصُنَفُوا beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali ia (keluarga si terbunuh) bersedekah. (Q.S. An-Nisa' [4]: 92)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa المنافرة, maksudnya, bahwa diyat diwajibkan atas orang yang membunuh karena keliru kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka dengan kerelaannya menggugurkan kewajiban membayar diyat itu. Sebab, diwajibkannya diyat tidak lain dimaksudkan agar hati mereka (keluarga terbunuh) menjadi baik, sehingga tidak terjadi permusuhan dan kebencian antara mereka dengan si pembunuh. Dan dimaksudkan sebagai ganti dari manfaat yang hilang dari mereka karena terbunuhnya keluarga mereka. Tetapi apabila mereka memaafkannya, berarti

hati mereka menjadi baik dan mereka (keluarga terbunuh) menjadi orang yang lebih utama dari pada orang yang membunuh. Allah menamakan pemberian maaf ini dengan "pemberian sadaqah" sebagai dorongan agar manusia saling melakukannya.<sup>11</sup>

Selanjutnya Al-Maraghi menjelaskan, bahwa ash-shidgi: kata-kata ini terkadang diterapkan untuk menilai perkataan, dan terkadang untuk menilai perbuatan. Bila orang mengatakan, shadaga fil gitaal: dia melaksanakan peperangan dengan sebebnar-benarnya. Kadzaba fil gitaal: dia benar-benar tidak melaksanakan perang. Dan adakalanya, kata ash-shidqu digunakan untuk arti keimanan, kesetian dan sifat-sifat keutamaan lainnya. Maka kata-kata yang tertera di dalam Al-Qur'an, maq'ada shidqi berarti tempat yang disenangi; dan mudkhalan shidqi berarti tempat masuk yang baik; dan mukhraja shidqi berarti tempat keluar yang baik; dan qadama shidqi yang tertera di dalam surat Yunus ayat 2 ialah kejayaan dan kedudukan yang tinggi.23

Firman-Nya, وَالنَّذِي جَاءَ بِالْصِنَدَقِ وَصَدْقَ بِهِ أُولَئِكَ (Q.S. Az-Zumar [39]: 33) Maka, Wa shaddaqa bihi ialah al-mu'min (orang yang beriman), ketika hari Kiamat tiba, berkata: "Allah telah memberikan kepadaku yang dahulu aku melakukannya". آ Dan wa shadaqa bil-husna (Q.S. Al-Lail [92]: 6) maksudnya adalah kebaikan yakni keimanan (al-iimaan) atau al-miilatul husna yakni agama Islam atau yang telah tetap kebaikannya yakni al-jannah (surga). آ

Adapun *Ash-Shadaqaat* artinya *ash-shaddaaq* (yang banyak bersedekah), dan jamaknya adalah مندقات.

Kata ini banyak dimuat di beberapa tempat berikut maknanya, di antaranya:

1) Shadaqah yang berarti sedekah, pemberian, seperti firman-Nya, يَاأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَيْدَقَائِكُمْ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 116; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 224; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm.242.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shod hlm. 509.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 6 juz 16 hlm. 12; *Mu'jam Al-Wosiith*, juz 1 bab shad hlm. 510.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 121.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 4 juz 11 hlm. 59.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 187.

<sup>4.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 261.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shad hlm. 511.





(perasaan si penerima). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 264); begitu juga firman-Nya, يَنْحَقُ اللهُ الرِّيَا وَيُرْبِي الصَنْدَقَاتِ: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 276)

- Shadaqah yang berarti zakat, seperti firman-Nya, إثنا الصنفاث بلفقراء: Sesungguhnya zakatzakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)
- 3) Shadaqah yang berarti mahar, maskawin kepada istri, seperti firman-Nya, وبالوا النّبناء : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Q.S. An-Nisa' [4]: 4) Yakni, Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditentukan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة ال
- 4) Shadaqah yang berarti tutur kata yang baik, seperti firman-Nya, بنتان صِدْق عَلِيًا Buah tutur yang baik lagi tinggi. (Q.S. Maryam [19]: 50); sedangkan orangnya disebut shiddiiq, seperti firman-Nya, وَاذْكُنْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنْهُ كَانَ صِيدُيقًا نَبِيًا (Q.S. Maryam [19]: 41) maka, Shiddiiqan;

seseorang yang sangat berkata benar, tidak pernah berdusta sama sekali.<sup>1]</sup>

Adapun Ash-Shadiiq berarti kawan; bisa dipergunakan dalam bentuk tunggal dan jamak, sebagaimana halnya kata al-khaliil dan al-'aduwwu.<sup>2]</sup> Seperti firman-Nya, منبيق خبية : Teman akrab. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 101)

Sedangkan أصنى adalah isim tafdhil (kata yang menunjukkan arti tingkat perbedaan tentang lebihnya), artinya lebih benar. Di antaranya yang menyifati di dalam perkataan, yang berarti lebih benar, seperti yang dikemukan di beberapa tempat, di antaranya:

- 1) Tentang kemestian mentauhidkan Allah, dan memaksa untuk beriman adanya hari kiamat. Sebagaimana dinyatakan, وَمَنْ الله حَبِينًا Siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah? Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah? (Q.S. An-Nisa' [4]: 87)
- 2) Tentang janji Allah yang pasti benarnya perihal balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan bentuk surga. تُوَمِّنَ أَصِيْدِقٌ مِنَ اللَّهِ قِيلًا Sebagaimana dinyatakan, تُوَمِّنَ أَصِيْدِيًّا مِن اللَّهِ Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah? Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah? (Q.S. An-Nisa' [4]: 122)

Maka kata *ashdaq* yang tertera pada ayat-ayat di atas ditujukan kepada Allah, yang berarti lebih benar, tidak ada yang mengungguli kebenaran tentang perkataan selain-Nya.

Al-Qur'an mengambil penggunaan kata ini tetapi berusaha memberinya makna yang baru. kata shaduqat sangat sugesti dalam hal ini. Ada beberapa contah lain dalam penggunaaan kalimat-kalimat pra-Islam se-jauh menyangkut hubungan perkawinan. Kita dapat menemukan penggunaana kata ba'al. kata ini adalah ungkapan pra Islam berarti dewa dan digunakan untuk menyebut suami, shingga seolah-olah suami adalah dewa. Al-Qur'an juga menggunakan kata-kata ba'al untuk suami namun tidak dalam pengertian di atas. Ia memberikan kandungan baru dike dalamnya, karena dalam Islam hubungan antara suami dan istri adalah hubungan mitra sejajar, perkawinan itu sendiri merupakan sebuah kantrak dan dua pihak yang setara". (Engginer, Ali Ashgar, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Mm. 87-88)

Di dalam *Qomus* dinyatakan bahwa المنتفة -dengan diharakat *fathah* adalah المنتفة والداقة بدال -dengan diharakat *fathah* dalah toʻad). Sedangkan firman-Nya tu berkenaan dengan data Allah toʻad). Sedangkan firman-Nya (J.S. Al-Ahrab [33] 35), asalnya المنتفق diganti ta dengan shad lalu diidhghamkan dalam hak serupaannya. *Tartib Qomus Al-Muhith*, juz 2 bab shad him. 808 maddah من ما و نا ما المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة الم

<sup>2.</sup> *lbid*, µihd 6 juz 18 hlm. 134; penyelasan tersebut diambil dan surat An-Nuur (24): 61.



Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no 267 hlm. 115; Ali Ashgar Engginer mengulas masalah asal kata dan perbedaan antara shaduqaat, mahar (maskawin) dan ujr (upah). Beliau menjelaskan bahwa:

<sup>&</sup>quot;Al-Qur'on tidak menggunakan kata mahr untuk maskawin, nomun sering menggunakan dua istilah yakni shaduqat dan ujur. Bentuk jamak dari ajr (harfiah, upah). Kata shaduqat berakar dari shadaqah yang berarti kejujuran ketulusan dan persahabatan. Kata nii adalah yang paling Lepat kareno hubungan antara suami dan istri didasarkan atas kejujuran dan ketulusan. Maskawin yang diberikan kepada istri adalah hasil dari ketulusan dan cinta dan kareno itu disebut shaduqat. Namun kata kedua, ujur, agak dikacaukan pengertiannya apakah al-Qur'an mengatakan bahwa suami membayar upah kepada istri, dengan maskawin? Tentu saja tidak, walaupun Al-Qur'an mengambil sebagian kata-kata dari ungkapan pra-Islam yang memasukkan pengertian baru ke dalamnya. Ujur umumnya digunakan untuk maskawin pada jaman pra-Islam, ili tetimi berusaha member-

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 54.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapun tentang kata الصغابة, menurut imam Al-Maraghi adalah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada Rasul, dan inilah orang yang dianugerahi nikmat. Sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 7: (Yaitu) jalan orang-orang yang telah berikan nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Dan shidiq termasuk juga orang-orang yang muttaqiin (ulaaika lladziina shadaquu wa ulaaika humul muttaquun), lantaran mampu menerapkan al-birr. Baca birr.

Ash-Shidqu (benar) adalah lawan dari al-kadzib (dusta). <sup>21</sup> Sebuah kata yang tertuju pada sikap, yakni jujur dalam perkataan, perbuatan dansikap. Dikatakan, وَضَاءِقَ قِ فَوْلِهِ si fulan benar dalam ucapannya. Dan juga perkataan, وَضَدَقَ فِي yang berarti jujur dalam pekerjaannya. Begitu pula perkataan, وَضَدَقَ فَي خَبِهِ, yang berarti setia dalam cintanya. <sup>31</sup> Sebagaimana firman-Nya, المشابرين والصابقين والقابنين والتَّفِقِين والسَّنَقِقِين بِالأَسْطَارِ (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 17)

Sedang firman-Nya, وَالْنِينَ يُصَدِفُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 26) maka, Yushaddiquuna bi-yaumid-diin, maksudnya membenarkan hari kiamat dengan pembenaran yang mempunyai bekas dalam diri mereka, sehingga mereka menundukan diri, dan harta mereka untuk taat kepada Allah dan memberikan manfaat kepada manusia. 4

Begitu pula firman Nya, فَأَرْسَلَهُ مَعِي رِدِهَا يُصِدِقُهِي إِنْي maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku". (Q.S. Al-Qashaash [28]: 34) maka, Yushaddiqunii maksudnya menjelaskan apa yang aku katakan, menegakkan dalil atasnya, dan membantah kaum musyrik. <sup>51</sup>

Adapun dalam bentuk kata memberikan sifat kepada para utusan-Nya, misalnya سَبِيَة yang sangat benar dan seorang Nabi. (Q.S. Maryam [19]: 41) yakni bentuk sigat mubalaghah yang menunjukkan arti sangat, yakni sangat benar, sangat jujur. Yang ditujukan kepada Ibrahim a.s.

Mengenai ayat dalam surat Maryam tersebut, Prof. Dr. Mahmud Yunus Menjelaskan di dalam Tafsirnya, *Tafsir Al-Qur'anul Karim*, bahwa Ibrahim a.s., dikatakan demikian karena beliau berperilaku sebagai berikut:

Ibrahim a.s. menanyakan, apa sebabnya disembah barang yang takmendengar takmelihat? Karena yang berhak disembah ialah Yang Memberi nikmat Yang Mahabesar, yaitu Yang Menjadikan, yang Memberi rezeki, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, Yang Memberi pahala dan Menyiksa. Maka, "Mengapakah disembah benda yang tak punya perasaan dan ingatan?".

Ibrahim a.s. menyeru kepada kebenaran dengan lemah lembut, ia tak mengatakan, bapaknya bodoh, tak berilmu dan tak pula menyatakan tak berilmu cukup. Hanya beliau (Ibrahim a.s.) menyatakan, belum punya sedikit ilmu yang tak ada pada bapaknya, yaitu ilmu untuk menunjuki ke jalan yang benar.

Ibrahima.s. melarang bapaknya menyembah setan. Karena setan itu durhaka kepada Allah yang rahman dan musuh yang menghendaki kebinasaan. Ibrahim menakuti bapaknya dengan akibat yang jahat dan tidaklah beliau mengatakan, "Siksaan mesti menimpanya". Hanya beliau mengatakan, "Saya takut dan khawatir jika bapak ditimpa azab Allah". 13

Adapun tashaddaqu berasal dari akar kata yang sama (sha da qa) tertera di dalam firman-Nya, غَوْلُ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدُّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ . Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280)

Depag, Al-Que'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 314 hlm. 130: lihat (Q.S. An-Nisa' [4]: 69).

ص د ق Tartib Qamus Al-Muhiith, juz 2 bəb shad him -809 maddah ص

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 1 juz 3 hlm. 113.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 70.

<sup>5.</sup> Ibid, jihd 7 juz 20 hlm. 56.

<sup>1.</sup> Yunus, Prof. DR., Mahmud, Tafsir Al-Qur'anul Karim, hlm. 441-442.



Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa asal kata *tashaddaquu* adalah *tatashaddaquu*, yang artinya hendaknya kalian menyedekahkan harta terhadap orang-orang yang mempunyai utang dan yang sedang dalam keadaan kesulitan, dengan membebaskan sebagian atau seluruh hutangnya. Hal ini lebih baik bagi kalian pahalanya di sisi Allah daripada menunggu mereka bisa membayar. <sup>1</sup>

Adapun مَصَيْقُ adalah isim fa'il dari shaddaqa, yang artinya yang membenarkan (Nabi Yahya a.s., putra Zakaria. Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, مُصَيْفًا بِكُلِيْةٍ مِنَ اللهِ Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 39) (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 50)

## (صَرَحٌ) Shar<u>h</u>un

Kata ash-sharhu mempunyai dua makna: pertama berarti "bangunan". Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa مَنِّ artinya istana (اَلْفُصَرُ), dan juga berarti بِنَاءَ الْعَالِي الدَّامِثِ فِي السَّمَاءِ (bangunan tinggi yang menjulang ke langit), yang dengannya dapat diambil pengertian oleh al-muhadditsuun (ahli sejarah) dengan gedung pencakar langit (مَا عَلَيْهُ السَّعَابُ). Seperti halnya yang tertera di dalam firman-Nya, السَّعَانُ اللَّهُ إِلَى إِلَيْهُ مُوسِيّى Seperti halnya yang tertera di dalam firman-Nya, الشَّعَانُ اللَّهُ إِلَى إِلَهُ مُوسِيّى Buatkanlah untukku bangunan yang tinggi agar aku dapat naik melihat Tuhan Musa. (Q.S. Al-Qashash [28]: 38); dan di ayat lain, يَامُ اللَّهُ الْأَشْبَانِ لِنَا اللَّهُ الْأَشْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْشَنْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْأَسْبَانِ اللَّهُ الْمُسْبَانِ اللَّهُ الْمُسْبَانِ اللَّهُ الْمُسْبَانِ (Q.S. Al-Mu'min [40]: 36)

Kedua, di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari disebutkan ash-sharu adalah kolam yang dibangun oleh Nabi Sulaiman a.s. yang terbuat dari kaca, <sup>31</sup> seperti tertera di dalam firman-Nya, منزحُ منز من العالمة: Istana licin yang terbuat dari kaca. (Q.S. An-Naml [27]: 44)

## (صَبَرَخَ) Sharakha

Firman-Nya, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا Dan mereka وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا Dan mereka berteriak di dalam neraka. (Q.S. Fathir [35]: 37)

#### Keterangan

Istasrakhahu berarti istaghaatsahu, yakni meminta tolong. Dan dikatakan, إِسْتَمَارُخَيْهُ فَأَصَرُخُنُهُ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَلِينَا وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعِلِّينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعِلِينَ وَالْمُعِلِينَا لِمُعَالِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِينَا الْمُعِلَّى وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينَا وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينَا وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِّينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَلِمُعِلِي وَالْمُعِلِ

Sedang الصَّرِيَة adalah suara jeritan meminta tolong. Sedang, yastashrikhuhu: meminta pertolongan dengan mengeraskan suara. Adapun makna ayat, نما أنا بِمَصَرِحِكُمْ وَمَا أَنَامْ بِمُصَرِحِيْ kali tidak dapat menolongku dan kamupun sekalikali tidak dapat menolongku. (Q.S. Ibrahim [14]: 22) merupakan bimbingan kepada mereka bahwa setan pada saat itu berusaha untuk dapat terlepas dari azab dan meminta pertolongan. <sup>21</sup>

Sedang shariikh adalah isim fa'il, yang berarti yang menolong, seperti dalam firman-Nya, اَوَانَ لَشَا نَعُرَفَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَيْهُ Maka jika Kami kehendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah penolong bagi mereka. (Q.S. Yasin [36]: 43)

#### (صَبُرُّ) Sharra

Firman-Nya, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَائِهِمْ وَاسْتَغَشُوا ثِيَائِهُمْ : dan mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap (mengingkari). (Q.S. Nuh [71]: 7)

Firman-Nya, وَكَاتُوا يُصِرُونَ عَلَى الْجِنْثِ الْعَظِيمِ Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 46)

#### (صِرٌّ) Shirrun

Firman-Nya, كَنْتُل رِبِع فِهَا صِرٌ أَصَابَتْ خَرْتُ قَوْمٍ طَلَمُوا Angin yang mengandung hawa yang sangat: أَنْفُسَهُمْ: Angin yang mengandung hawa yang menganiaya diri sendiri. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 117)

#### Keterangan

Sharratun: shai<u>h</u>ah (teriakan).<sup>3]</sup> Al-Jauhari mengatakan bahwa *ash-sharratu* adalah *adhd-*

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 film, 54.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shad hlm. 511-512.

<sup>3.</sup> Al-Imam Al-'Allaamah Badaruddin Abi Muhammad Mahmuddin Al-'Ayiini, '*Umdatul Qoorii Syarh Sahih al-Bukhori*, juz 19 hlm. 157, Cet Ke-1, tahun 2003 M/1424 H, Daar Al-Ihya' At-Turats Al-'Arabiy, Berrut-Lebanon.

<sup>1.</sup> *Tafsır Al-Maraghi*, <sub>I</sub>ılid 7 juz 20 hlm. 42; penyelasan di atas diambil dari surat Al-Qashaash [28]: 18.

<sup>2.</sup> Fathul Qodiir, jilid 3 hlm 364; Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 143; Shahih Al-Bukhari, pilid 3 hlm. 150.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, µlid 3 hlm. 199.



hajah wa ash-shaihah (teriakan melengking). المَّاتُةُ فِي صَنَّرَةً . Kemudian strinya datang memekik (tercengan). (Q.S. Adz-Dzaanyaat [51]: 29)

Sedang firman-Nya, المَهْ فِي الْأَالِيَّمُ وَاصَارُوا وَاسْتَكُبُرُوا اسْبَكُيْارًا (Q.S. Nuh [71]: 7) Maka dikatakan: أَصَرُعَنَى الْأَمْرِ yakni tetap dan terus menerus (melakukannya). Dan asharru banyak digunakan dalam hal dosa-dosa (al-aatsaam). Dikatakan: أَصَرُ عَلَى النَّهُ إِلَيْ yang terus-menerus melakukan dosa.<sup>21</sup>

### (صَرَصَارٌ) Sharshaarun

Firman-Nya, وَأَمْا عَادٌ فَأَمْلِكُوا بِرِيحٍ صَرَصَرٍ عَاتِيْةٍ. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang amat dingin lagi sangat kencang. (Q.S. Al-Haqqah [69]: 6)

Keterangan

Ash-Sharshaar adalah yang keras suaranya (asy-syadiiddatush-shaut) yang membawa hawa dingin. Dan ada yang mengatakan al-baaridah bagian dari sharr yakni, dingin tersebut berulangulang dan terus menerus lalu (seakan-akan) membakarnya karena sangat dinginnya. <sup>3</sup>

## (اَلَصِرَاطُ) Ash-Shiraath

Firman-Nya, قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْ مُسْتَقِيمٌ (Q.S. Al-Hijr [15]: 41)

Keterangan

Al-Kalbi (w. 741 H) di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ungkapan hadza adalah dari Allah Ta'ala yang dikatakan kepada Iblis. Dan ungkapan dengan menggunakan isim isyarat hadza mengindikasikan adanya unsur keselamatan bagi diri yang mukhlis dari kekuasaan kendali Iblis. Sebagaimana bunyi ayat sebelumnya, قَانَ رَبِّ بِمَا الْمُعْرِينَةِي الْأَرْضُ وَلَا عُونِينَهُمْ أَجْمَعِينَ الْأَعْمِينَ الْأَصْ وَلا تُعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ الْأَعْمِينَاكُ مِتَهُمُ الْمُعْلِينِينَ الْأَصْ وَلا تُعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ الْأَعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللهُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْم

Menurut Imam Asy-Syaukani (w. 1250 H) maksud redaksi tersebut adalah hak bagi Ku (Allah Swt.) untuk melindunginya. Yakni, ketidakmampuan bagi Iblis menguasai hambahamba-Ku. Al-Kisa'i mengatakan: kalimat ini merupakan bentuk janji dan sekaligus ancaman. Sebagaimana anda mengatakan kepada orang yang anda beri ancaman. Seakan-akan makna kalimat tersebut inilah jalan tempat kembalinya kepada-Ku lalu masing-masing keduanya mengamalkannya.<sup>11</sup>

Ibnu Athiyah Al-Andalusi menjelaskan bahwa ungkapan hadza pada ayat diatas mengisyaratkan adanya dua bagian manusia, yang sesat dan yang mukhlis. Maka ketika Iblis bersumpah dengan dua golongan manusia tersebut, Allah Swt. berkata kepada Iblis: inilah jalan yang menuju kepada-Ku.<sup>2</sup>)

Menurut Syekh Ismail Haqiy Al-Barusi (w. 1137) bahwa ungkapan dengan isim isyarat hadza dengan makna ikhlas. Bahwasanya ikhlas adalah sebuah jalan (thariiq) yang dapat mengantarkan pelakunya untuk sampai kepada jalan orangorang yang lurus, bukan jalan orangorang yang sesat. Sedangkan huruf isti'la' (عني) dengan makna intiha' (إلي) adalah untuk mengokohkan sikap istiqamah yang memastikan mencapai derajat tertinggi menurut padangan Allah Ta'ala. Tafsir Ruhul Bayan, Asy-Syekh Ismail Haqiy Al-Barusi, jilid 4 juz 14 hlm. 469

Sedangkan firman-Nya, فَاسَتَهُوا الْهِبَرَاطُ lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. (Q.S. Yasin [36]: 66), maksudnya, berlomba-lombalah kepada jalan yang biasa mereka tempuh. Yakni, orang yang dihapus penglihatannya oleh Allah maka orang tersebut tidak akan mungkin dapat menempuh suatu jalan. Arti selengkapnya: Dan jikalau Kami menghendaki, pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat(nya). (Al-ayah)

Shiraath yang berarti at-thaariiq, "jalan" merujuk kepada arti secara bahasa (literal). Dan disejumlah ayat kata shirath diiringi dengan rabbik, yang menghendaki pengertian secara khusus "jalan Tuhanmu", yang berarti sudah menjadi istilah agama. Misalnya نصراط زنك نستنفينا

<sup>1.</sup> Fathul Qadiir jilid 5 hlm 88.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shad hlm. 512

<sup>3.</sup> Af-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 149; Sharshaar. Terambil dan ash-sharru yakni al-bardu (dingin). Lihat, Fathul Qadiir jilid 5 hlm 279; lihat juga, firman-Nya, نبط سراحي Angin yang sangat kencang. (Q.5 Al-Qamar [54]: 19).

<sup>4.</sup> Al-Kalbi, Kitob At-Tashil li-'Uluumit Tanzil, juz 1 hlm. 306.

<sup>1.</sup> Asy-Syaukani, Fothul Qadiir Al-Jami'u Boina Foniyyur Riwooyoh wa Ad-Dirooyoh fi 'llmit Tafsir, Juz 3 hlm. 164.

<sup>2.</sup> Al-Muharrar Al-Wajisz fi Tafsiiril Kitoabil 'Aziz, juz 8 hlm. 314-315.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm.23.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Jalan Tuhanmu yang lurus. Arti selengkapnya: Dan inilah *jalan Tuhanmu*; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang yang mengambil pelajaran. (Q.S. Al-An'am [6]: 126)

Berikut ini maksud yang dikehendaki oleh kata shirath yang termuat di beberapa ayat:

- 2) وَهُذُوا إِلَى صِرَاطِ الْعَبِيدِ (Q.S. Al-Hajj [22]: 24) Yakni, al-Islaam (agama Islam); begitu juga إلى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْعَبِيدِ Menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Arti selengkapnya: Alif, lam raa. Ini adalah Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Q.S. Ibrahim [14]: 1)
- 2) صِرَاطُ عَيْنَ مُسَنَتِهِمَ (Q.S. Al-Hijr [15]: 41) Maknanya ialah al-haq (kebenaran) kembali kepada Allah dan hanya kepada-Nyalah jalannya. <sup>21</sup> Menurut Tafsir Depag, ash-shirathal mustaqiim, maksudnya, pemberian taufik dari Allah Swt. untuk menaati-Nya, sehingga seseorang terlepas dari tipu daya setan mengikuti jalan yang lurus yang dijaga Allah Swt. Jadi sesat atau tidaknya seseorang adalah Allah yang menentukan. <sup>31</sup>
- 3) عبراط المستفتيم: Jalan yang lurus. (Q.S. Al-Fath [48]: 20) Maksudnya ialah kepercayaan kepada anugerah Allah dan tawakkal kepada-Nya mengenai hal-hal yang harus mereka lakukan maupun hal-hal yang harus mereka tinggalkan.4]

Shiraathal mustaqiim menurut surat Al-Fatihah ayat ke 6 ditafsirkan dengan "jalan mereka yang Engkau beri nikmat dan bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan mereka yang sesat". Yakni jalan para nabi dan rasul Tuhan, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yakni shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalliin, adalah bayan (penjelas) karena kedudukannya sebagai badal muthaabiq (ganti, tafsiran yang sesuai) dari kata shiraathal mustaqiim di ayat yang ke 6. oleh karena itu kata shirathal mustaqim, sebagai makna syara' selalu disandarkan kepada Allah dan para utusannya.

Dan pada surat Saba' juga dinyatakan: Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Q.S. Saba' [34]: 6)

الله عنواء الصراط Adapun firman-Nya, اوالهينا إلى منواء الصراط Tunjukkantah kami ke jalan yang lurus. Arti selengkapnya: Ketika mereka masuk menemui Daud lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus". Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan", (Q.S. Shaad [38]: 22-23)

Kata shiraath yang disifati dengan mustagiim, menunjukkan pemisahan dari jalanjalan lain yang tidak mustagim. Maka jalan kepada kemusyrikan, jalan menyembah hawa nafsu, jalan mengikuti tabiat Nasrani dan Yahudi (yang terkenal dengan merobah ketetapan Allah) adalah lawan dari shirqathal mustagim. Karena Shiraathan mustaqiim dimaksudkan dengan jalan yang tidak akan menyesatkan orang yang menempuhnya. 1 lihat surat Maryam [19]: 36; dan begitu juga istilah yang lain adalah Shiraathan Sawiyyan yakni jalan lurus yang mengantarkan seseorang kepada pencapaian kebahagiaan.21

#### (مَبَرِغَى) Shar'ay

Firman-Nya, فَتْرَى القَوْمَ فِيهَا صَرَاتَى Maka kamu lihat (kaum 'Aad pada waktu itu *mati ber*gelimpangan. (Q.S. Al-<u>H</u>aaqqah [69]: 7)

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 16 hlm. 54.



<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 165.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 hlm 151.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnyo, catatan kaki no. 800 hlm. 394.

<sup>4.</sup> Tofsir At-Maraghi, plid 9 juz 26 hlm. 104.

<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 16 hlm. 50, pejelasan tersebut diambil dari surat Maryam [19]. 43. 8aca, *sawiyyon*.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Dikatakan: مَتَرَعَهُ, berarti membantingnya ke atas tanah. مَتَرَعَ adalah kata jamak dari yakni mati (al-maut). أ

## (صَرَفَ) Sharafa

Firman-Nya, اقتما تُسْتَطِيعُون مَسْرُفًا وَلَا نَصْرًا Maka kamu tidak dapat *menolak azab* dan tidak (pula) menolong dirimu. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 19)

Keterangan

Nusharriful-aayat ialah mengubah ayatayat dari suatu pembicaraan kepada pembicaraan lainnya untuk menetapkan makna dan mendekatkan pemahaman.21 Dan Nusharrifulaayat, dimaksudkan dengan Kami datangkan ayat-ayat secara mutawatir keadaan demi keadaan, sambil Kami menafsirkannya disetiap tempat yang sesuai dengannya.31 Seperti halnya وَالَّذِي خَيْثُ لَا yang tertera di dalam firman-Nya, وَالَّذِي خَيْثُ لَا Dan tanah : يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصِرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشُكُّرُونَ yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orangorang yang bersyukur. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 58) (Q.S. Al-Kahfi [18]: 54) (Q.S. Thaaha [20]: 113) yakni, Sharrafa, maknanya menguraikan, dan sharrafna maksudnya Kami mengulang-ulang dan menguraikan.4

At-Tashriif adalah mengubah sesuatu dari satu ke lain keadaan. Dari kata-kata ini kita dengar ucapan, تصريف الزياح, "pengisaran angin'. <sup>5]</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, ونَصْرِيفُ الرياح الرياح: Dan pengisaran angin dan awan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 164)

Adapun Firman-Nya, فَأَنُّى نُصَرَفُون Maka bagaimana kamu dapat berpaling. (Q.S. Az-Zumar [39]: 6)

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa تُصْرَفُونَ: Kalian dipalingkan dari beribadah kepada Allah, kepada menyembah selain Allah. أ

Masharifan (مَصَرِفًا): Tempat berpating. Sebagaimana firman-Nya, وَمُنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصَرِفًا mereka tidak menemukan tempat berpaling dari padanya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling dari padanya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 53)

## (اَلُصِرِيْمُ) Ash-Shariim

Firman-Nya, عَاْصَيْعَتْ كَالصَارِيمِ: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. (Q.S. Al-Qalam [68]: 20)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Kash-shariim ialah bagai malam yang hitam kelam sesudah terbakar. Dan malam hari juga disebut dengan ash-shariim. Il Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa kash-shariim ialah seperti waktu subuh, yakni, insharama ninal-lail (berlalunya malam hari) dan al-lail adalah insharama minan-nahaari (berlalunya siang hari). <sup>2</sup>

Adapun firman-Nya, أَن اغْدُوا عَلَى حَرْتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak *memetik buah*nya". (Q.S. Al-Qalam [68]: 22)

Maka, shaarimiin maksudnya dengan tujuan hendak memetik buah. <sup>31</sup> Menurut Ar-Raghib, ash-shaarim adalah al-maadhi (habis). Dan naaqatun mashruumah berarti seakan-akan unta tersebut diputus payu daranya lalu tidak mengeluarkan susu yang menjadikannya perkasa. <sup>41</sup>

#### (صَعَدُ) Sha'ada

Firman-Nya, الِهُ يُصَعِدُونَ وَلَا تَلْوَونَ عَلَى احَدِ وَالرَّسُولُ (Ingatlah) ketika kamu lari dan tak menoleh kepada seorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang tain memanggil kamu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 153)

Keterangan

lmam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa البرمنخاذ adalah pergi dan menjauh di permukaan bumi (adz-dzihaabu wal ib'aadu fil ardhi).

<sup>1.</sup> Fothul Qadiir iilid 5 hlm 280.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 3 juz 7 hlm. 153; lihat, surat Al-An'aam [6]:

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 208; lihat, surat Al-An'aam [6]. 105.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juž 16 hlm. 157.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 181; lihat, surat Al-A'raaf [7]: 58

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 8 juž 24 hlm. 144.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 288; Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 29 hlm. 31.

Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 216.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 31

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 288.

Sedangkan perbedaan antara *al-ish'aad* dan *ash-shu'uud*, adalah, jika *al-ish'aadu*, berlari dalam keadaan bumi yang rata. Sedangkan تنطنون

Adapun firman-Nya, إِلَيْهِ يَصْغِدُ الْكِيْمُ الطَّيْبُ Kepada-Nyalah *naik* perkataan-perkatan yang baik. (Q.5. Fathir [35]: 10)

adalah berlari dalam keadaan naik (mendaki). 11

Terhadap tersebut Imam Al-Bagawi menjelaskan bahwa نَصْغَنَه, dengan ditasydid-kan shad dan ain-nya, yakni يَتُصَغَدُ, maksudnya, sulitnya keimanan masuk ke dalam hati mereka sebagaimana ia merasa kesulitan untuk naik ke langit. Asal kata الصَّغُونُ adalah الشَّفَةُ مُعُودُا, sebagaimana firman-Nya, مَنْزِمِفُهُ صَغُودُا (Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan). 21

Makna yang sama, juga tertera di dalam firman-Nya, كَأَنْمَا يَصَعُنُو فِي السَّمَاءِ Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. (Q.S. Al-An'am [6]: 125); dan azab yang berat disifatkan dengan مَقْنَانِا: Azab yang amat berat. (Q.S. Al-Jin [72]: 17)

Begitu pula pada ayat yang lain, seperti firman-Nya, اوْمَنْ يُعْرِضْ عَنْ دِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang berat. (Q.S. Al-Jin [72]: 17)

Terhadap ayat tersebut Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa منعنه, adalah sesuatu yang menimpa dan menguasai terhadap orang yang disiksa dengan beratnya. Dikatakan: فَلانَ فِي صَعَب , artinya dia dalam keadaan kesulitan. 'Umar berkata, منافعيَّا كنا تصاعديني شَيِّعُ كنا تصاعديني مُطَابِة النِكَاح , Maksudnya, tidak ada yang sulit bagiku. Dia mengatakan demikian karena kebiasaan mereka itu menyebutkan apa yang ada pada diri pelamar, yaitu sifat warisan dan perolehan. Adalah sulit baginya untuk mengatakan di depan pelamar dan keluarganya.<sup>31</sup>

Sedangkan Shu'uudan yang tertera di dalam surat Al-Muddatstsir [74]: 17, berarti

beban berat yang tak terpikulkan. <sup>11</sup> Yakni sebuah *mitsal* terhadap siksa berupa kepayahan yang tak mampu ditahannya. <sup>21</sup> Yakni akibat yang diperoleh bagi orang-orang yang menentang ayat-ayat Kami. (ayat ke 16)

#### (صَعِيْدٌ) Sha'iidan

Firman-Nya, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا: Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 8)

#### Keterangan

Az-Zujaj mengatakan, bahwa ash-sha'iidu, adalah wajhul-ardhi turaaban kana au ghairuhu, artinya apa yang berada permukaan bumi baik tanah atau lainnya.<sup>3</sup>J

Adapun مَعِيدًا رَئَقُ Tanah yang licin. Dan, مَعِيدًا رَئَقُ Hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 41) Maksudnya, bumi yang diinjak oleh telapak kaki manusia. Ia dinamakan sha'iidan, karena ia berada di atas bumi (menonjol) (Ar-Razi; Al-Qurtubi)

Pengarang *Qamus* mengatakan, bahwa *ash-sha'iidu* adalah *wajhul-Ardhi wat-Turaabu*, yakni tanah dan debu yang berada di permukaan tanah. Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa *sha'iidan Thayyiban*, adalah *Turaaban Nazhiifan* (tanah yang bersih).<sup>4</sup> Menurut Tsa'alabi, *sha'iidun*, adalah setiap tanah yang rata.<sup>5</sup>)

#### (صَعَرَ) Sha'ara

Firman-Nya, وَلَا نُصَغِرْ خَدُكَ لِلنَّاسِ: Janganlah kamu mematingkan wajah manusia (karena sombong). (Q.S. Lugman [31]: 18)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa adalah memalingkan muka dan menampakkan bagian samping muka (pipi). Perbuatan semacam ini merupakan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang sombong. Sehubungan dengan pengertian ini, seorang Arab Badui mengatakan:

وَقَدْ أَفَامَ الْدَهُرُ صَعْرِيْ بَعْدَ أَنْ أَقُمْتُ صُعرَهُ -

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, plid 1 hlm. 235

<sup>2</sup> Al-Baghawi, Al-Imam Abi Muhammad Al-Husein bin Mas'ud Al-Farra' Asy-Syah'i (Shoahibul Qarmus), Tafsir Al-Bogawi Al-Musammo Ma'aoimut-Tanziii, Cet. ke-1, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut-Ubanon (tahun 1414H/1993M) juz 2 hlm. 107; lihat, surat Al-Mudatstsir [74]: 17; Firman-Nya, ilaihi yash'udul-kolimathayyib, dan makna مِنْاوَدُ اللهِ berarts qabuuluhu lahu (diterima amalannya). Fathul Qadiri, jilid 4 hlm. 341.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 98; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 128-129.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 182

<sup>3.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 479.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 hlm, 479.

Ats-Tsa'alabi, Abu Manshur. Fighul-Lughah wa Sirrul-'Arabiyyah, qitsmul-awwal, Nlm. 36.

## 4

#### ENSIKLOPEDÍA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



"Masa, sungguh telah meluruskan kesombonganku, sesudah terlebih dahulu aku meluruskan kesombongannya."

'Amr Ibnu Humairiy At-Taghlibiy dalam bait syairnya mengatakan:

"Dan adalah kami apabila ada seorang yang lalim memalingkan mukanya (menyombongkan diri), kami luruskan kesombongannya hingga lurus kembali". <sup>1</sup>

### (صَعق) Sha'aga

Firman-Nya, وَلَفِحْ فِي الصَّورِ فَصَعِينَ مَنْ فِي السُّمَوَاتِ وَمَنْ • Dan ditiup sangkakala, maka إِنِّ الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ شَاءِ اللهُ matilah siapa yang di tangit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. (Q.S. Az-Zumar [39]: 68)

Keterangan

Dikatakan, صَعِقَ الْحَيْوَانُ – صَعَقًا وَ صَعَاقًا , صَعِقَ الْحَيْوَانُ بِ Dikatakan, مِسْعِقَ الرَّجُلُ yakni keras suaranya. Dan مِسْعِقَ الرَّجُلُ yakni tertimpa petir (mati). <sup>2]</sup>

Firman-Nya, فَتَرَهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka pada hari itu mereka dibinasakan. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 45)

Dan مَعِفَا, berarti pingsan. Seperti firman-Nya, وَخُرُ مُوسَىٰ صَغِفًا: Dan Musapun jatuh pingsan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 143) Baca: Sabaha (Subhaanaka Tubtu ilayka); Mu'miniina (Awaalu 'l-Mu'miniina).

Firman-Nya, اَنْدَرُتُكُمْ صَاعِفَةً مِنْنَ صَاعِفَةً عَنْ وَتَعْوِدَ Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti yang menimpa kaum 'Aad. (Q.S. Fushshilat [41]: 13)

Ash-Shaa'iqatun adalah kata bentuk mufrad, dan jamaknya Ash-Shawaa'iq (آئصَوَاعِقَ): Halilintar.<sup>3</sup>]

Pada surat Ar-Ra'd ayat 13 dijelakan bahwa terjadi halilintar (shaa'iqah) karena awan terlalu penuh dengan arus listrik, dan bumi penuh dengan arus listrik yang lain. Sedang keduanya dipisahkan oleh udara. Jika awan mendekati pemukaan bumi, pijaran listrik akan berkurang,

lalu turunlah halilintar yang memusnahkan tanaman dan keturunan. (1)

#### (صَفَارٌ) Shaghaarun

Firman-Nya: شَيْصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ اللَّهِ: Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehingan di sisi Allah. (Q.S. Al-An'am [6]: 124)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الصَعَارُ وَالصَعَارُ الصَعَارُ وَالصَعَارُ berarti "kehinaan dan kerendahan sebagai suatu balasan atas kekafiran dan kedurjanaannya". Sedangkan أَصَيَانُ, yakni "kecil seimbang dengan biji anggur". Maksudnya, kecil dalam masalah-masalah konkrit. Dan ashshaaghiru (الصَعَانُ), adalah orang-orang yang suka terhadap kedudukan yang rendah.<sup>21</sup>

Makna-makna yang dituju oleh kata shaghara dan perubahan katanya, di antaranya:

- 1) Berarti tawanan, seperti firman-Nya, وَلَنْخُرِجُتُهُمْ Dan pasti kami akan mengusir mereka dari (negeri Saba') dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina. (Q.S. An-Naml [27]: 37)
- 2) Orang yang hina dina, karena kesombongannya, seperti firman-Nya, إِنْكَ مِن الصَّاغِرِينَ Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 13)
- 3) Menyifati amal perbuatan, seperti firman-Nya, نِهُ الْمُعْرَمِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثِرَ إِلَّا في كِتَابٍ مُبِين Tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut di dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). (Q.S. Saba' [34]: 3)

## (صَغَى) Shaghay

Firman-Nya, هُفَقَا صَفَتَ قُلُونِكُما Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan). (Q.S. At-Ta<u>h</u>riim [66]: 4)

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moroghi, jilid 7 juz 21 hlm. 80.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab shod him. 515.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi jilid 8 juz 24 hlm. 114.

I. Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 80; lihat juga penjelasan dalam surat Al-Baqarah [2]: 19) ibid, jilid I juz 1 hlm. 62.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 3 juz 8 hlm. 21.





رُولِتُصَغِي إِلَيْهِ أَفَيْدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ . Firman-Nya Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. (Q.S. Al-An'am [6]: 113)

#### Keterangan

صغن Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa adalah *shagha-yashgha*, wazannya seperti radhiya-yardha, artinya "condong". Dan yang semakna dengan kata tersebut adalah ashgha. artinya مَنْفُوْ مَعْكُ dan غُيْ فُلاَنٌ , artinya kecemburuan dan cinta si fulan adalah kepadamu. Sebagaimana orang mengatakan, دِنْفُهُ مَعَك , yakni kecemburuannya adalah kepadamu. Maksudnya, sebagian setan itu mengilhamkan perkataan palsu kepada sebagian lainnya, sehingga mereka dapat memperdayakan orang mukmin yang menjadi pengikut Nabi saw. dan karena dusta itulah yang sesuai dengan keinginan nafsu mereka, lantaran memang menyukai syahwat yang di antaranya adalah perkataan yang mempesona dan kebatilan yang dipalsukan (disamarkan bentuknya). 1]

## (صَفَحَ) Shafa<u>h</u>a

Dan hendaklah :وَلَيْعَقُوا وَلْيَصَفَحُوا , Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. (Q.S. An-Nuur [24]: 22)

#### Keterangan

Ash-Shafhu adalah Al-'Afwu (maaf). Dan بِصَفَعَ عَنْ ذُنْبِهِ, yakni memaafkan kesalahannya. المَعْفَعَ عَنْ ذُنْبِهِ الصنفخ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa adalah berpaling dari orang-orang yang berdosa dengan cara memalingkan wajahnya. Yakni, tidak membalas dendam, tidak mencela dan mencerca.3 Seperti yang tertera di dalam firman-Maka maafkanlah : فَاعَفُوا وَاصِهَفَحُوا حَتَّى بِأَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ . Mya mereka dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 109)

Ash-Shafhu, juga berarti tidak mencela dan tidak mencemooh. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, فَاصَفْع الصَّفْخ الْجَعِيل: Maka *maafkanlah* mereka dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Hijr [15]:

قائمينية الجميل ialah kosong dari celaan. الصنفع الجميل 85), dan Yakni, berhenti, seperti halnya bunyi ayat: أَفْنَصْرِبُ Maka apakah Kami : عَنْكُمُ النِّكُرُ مِيَفُحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِقِينَ akan berhenti menurunkan Al-Our'an kepadamu. karena kamu adalah kaum yang melampaui batas. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 5)

#### Shafraa-un wa Shufrun -(صَفْرَاءٌ وَصُفْرٌ) (مُصُفُرًا) Mushfarran

Shufrun artinya kuning, yakni kata yang menyifati suatu benda. Di antaranya: 1) menyifati sapi betina, yakni kuning tua sebagai warna yang إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَّرَاءُ فَاقِمٌ , menarik hati. Seperti firman-Nya نهنا: Bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 69); 2) menyifati unta, seperti firman-Nya, جِمَالَةٌ صُفُرٌ: Iringan unta yang kuning. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 33)

Yakni, warna kuning yang ditujukan kepada unta dan sapi tersebut menunjukkan daya tarik serta bernilai mahal.

## (صَفْصَفُ) Shafshaf

: Maka Dia akan فَيَدُرُهَا قَاعًا صَفَصِهًا , Maka Dia akan menjadikan bekas gunung itu datar sama sekali. (Q.S. Thaaha [20]: 106)

#### Keterangan

Ash-Shafshaaf: tanah yang licin.21 Adapun firman-Nya, وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمِبَّافُونَ Dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam memurnikan perintah Allah). (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 165)

المَيْافُونَ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ialah orang-orang yang merapatkan barisannya untuk beribadah.33

فَأَجْمِعُوا كَيُدكُمْ ثُمَّ انْتُوا Sedangkan firman-Nya, فَأَجْمِعُوا كَيُدكُمْ ثُمَّ انْتُوا (Q.S, Thaaha [20]: 64) صِفَا وَقَدْ أَفَلَخَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى maka, Shaffan dalam ayat tersebut maksudnya ialah berbaris, karena yang demikian itu akan lebih menakutkan hati.4

-Q.\$. Al وَجَاءَ زَتُكَ وَالْمُلَكَ صَفًّا صَفًا عَنْهُا (Q.\$. Al-Fajr [89]: 22) maka, Shaffan shaffan maknanya berbaris lapis-lapis sesuai dengan martabat dan derajat keutamaan mereka.51

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 151.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm, 3, Mu'jam Al-Wosith, juz 1 bab shad hlm. 528.

Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bəb shad hlm. 515.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 1 juz 1 hlm. 190.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm 30.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 150-151.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 88.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 123.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapun صوناف, berarti dalam keadaan berdiri. Yakni kata yang menerangkan posisi hewan qurban ketika disembelih. Seperti firman-Nya, فانذكروا الشمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَالَّهُ. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). (Q.S. Al-<u>H</u>ajj [22]: 36)

Maksud Shawwaaf dalam ayat tersebut adalah dalam keadaan berdiri sambil terikat kedua tangan dan kedua kakinya, dan bentuk tunggalnya adalah shaffah. <sup>1</sup>

Firman-Nya, وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ Dan burung-burung yang mengembangakn sayapnya. (Q.S. An-Nuur [24]: 41)

## (الصَّافِنَاتُ) Ash-Shaafinaatu

Firman-Nya, الْخَيْنَ الْمِيَادُ (الْمِيَادُ (lingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari pada waktu sore. (Q.S. Shaad [38]: 31)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Ash-Shafinu minal khaili, adalah al-Khuyulu al-waaqifatu 'ala tsalatsati qawaa'imi wa tharfi haafirir-Raabi'ah, artinya: Kuda yang mengangkat depan atau belakangnya (berdiri dengan tiga ujung kaki sedang salah satu kaki yang lain hanya ditempelkan ujung kukunya saja pada tanah).<sup>2</sup>

Al-Farra' mengatakan, bahwa ash-shaafinu dalam kalam 'Arab adalah al-waaaqifu mina 'l-khaili au ghairihi, artinya kuda atau binatang lain yang berdiri. Sebagaimana dikatakan oleh penyair:

أَلِفَ الْصِيْفُونَ فَمَا يَرْالُ كَانَّهُ

مِمَّا يَقُوْمُ عَلَى الْثَلَاثِ كَسِيْرًا

"Dia menyukai kuda-kuda yang tegak pada tiga kakinya.

Dia senantiasa seperti orang yang iba melihat mereka".

An-Nabighah mengatakan:

مَّا قُبَّةٌ مَضُرُوبَةٌ بِفَنَاءِهَا عِثَاقُ الْمَهَارَى وَالْجِيَادُ الْصَوَافِنُ "Kita punya kemah yang berdiri tegak di halamannya kuda-kuda renta, dan kudakuda pelari yang jinak"."

## (صَفُوَانٌ) Shafwaanun

Firman-Nya, كَمَثَلُ مِنْفُوانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ Perumpamaannya seperti Batu licin yang di atasnya ada tanah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 264)

Keterangan

Shafwaanun (صَفَوَاتُ): batu licin (صَفَوَاتُ), merupakan kata yang menjadi perumpamaan terhadap sedekah yang disertai gugatan.<sup>2]</sup> Yakni, hilang, tanpa bekas.

#### (صَنَكُ) Shakka

Firman-Nya, مَنكُتْ وَجَهَهَا: Menepuk mukanya sendiri. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 29) **Baca**: Sharratun.

Keterangan

Fa-shakkat dalam ayat tersebut maksudnya ialah mengumpulkan jari-jemarinya, talu menepukkan mukanya. Dikatakan: منك النباب, yakni mengunci (aghlaqahu). Sedang makna ash-shakka adalah memukul sesuatu dengan sesuatu yang merintangi. Dikatakan: منكه, yakni memukulnya (dharabahu).

#### (صَلَبَ) Shalaba

Ash-Shalbu artinya salib, yakni (jenis penyiksaan) dengan diikat pada sebatang kayu besar atau semisalnya dan lazimnya diperuntukkan kepada seseorang yang dihukum gantung dengan diikat lehernya sampai mati. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini. 51

Adapun firman-Nya, وَلَاْصَلَيْنَكُمْ فِي جُنْوعِ النَّعْلِ Dan sesungguhnya aku akan *menyalib* kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. (Q.S. Thaaha [20]: 71) Kisah tukang-tukang sihir Fir'aun ketika menyatakan keimanannya kepada Musa a.s.

Sedangkan firman-Nya, وَأَمَّا الْاَفْرُ فَيُصِلُبُ Adapun yang seorang lagi ia akan *disalib*. (Q.S. Yusuf [12]: 41) Kisah tentang dua orang dalam

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 114.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. \$7.

<sup>1.</sup> *ibid*, jilid 3 hlm. 57; *Tafsir Al-Moraghi*, jilid 8 juz 23 hlm. 117. 2. Al-Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 1 juz 3 hlm. 29; *Muʻjam Al-Wasiith*, juz 1 bab shad hlm. 518.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

<sup>4.</sup> Fathul Qadiir jilid 5 hlm 88.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 3 juz 9 hlm. 33.



penjara yang menceritakan mimpinya kepada Yusuf.

Dan 'Isa a.s. tidak disalib, sedang yang disalib adalah yang diserupakan dengan 'Isa, seperti dinyatakan:

Dan ucapan mereka: - "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, 'Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi mereka. Sesungguhnya orag-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keraguan yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa. (Q.S. An-Nisa' [4]: 157)

## Ashlaabi-kum (أَصُلُابِكُمُ): para menantu

-Istri : وَحَلَائِلُ أَنِفَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلِابُكُمْ . İstriistri anak kandungmu (menantu). (Q.S. An-Nisa' [4]: 22)

## (صَلَحَ) Shalaha

Firman-Nya, الله لا يُصلِحُ عَملَ المُفْسِدِينَ المُفْسِدِينَ Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlansungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. (Q.S. Yunus [10]: 81)

#### Keterangan

Ash-Shaalih menurut bahasa. berarti keadaan yang semestinya. Dikatakan: طَعْمُ بُعْدَ صِالِع, berarti makanan itu akan tetap pada keadaannya وَنَسُأُلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ إِصِلْاحٌ , yang baik. الله Firman-Nya نَهُمْ خَيْرٌ: Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik...." (Q.S. Al-Bagarah [2]: 220) yakni, mengurusnya sebagaimana mestinya.

Adapun اَلْصَالِعَانُ: Orang-orang yang saleh. Yakni, sejumlah para nabi adalah orang-orang yang saleh. Sebagaimana firman-Nya, Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh

sebelum itu (juga) telah beri Kami petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, 'Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh. (Q.S. Al-An'am [6]: 84-85)

Adapun Ash-Shaalihiin yang tertera di dalam surat An-Nuur ayat 32, maksudnya adalah orang-orang yang pantas untuk menikah dan melakukan hak-haknya. 11

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصَلَعُوا وَنَيْنُوا ,Sedang firman-Nya :(Q.S. Al-Bagarah [2]) فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 160) maka, ashlahuu; mereka memperbaiki amal perbuatannya dan membimbing kaumnya untuk mengetahui ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad saw., agama dan petunjuknya.<sup>2</sup>

Adapun Islaaha, mengadakan perdamaian yang dilakukan oleh hakam dari pihak suami انَ يُرِيدُا إِصِلْكُمُا يُوفِّقِ اللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّ نيتهنا: jîka kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 35)

#### (صَلَدا) Shaldan

Ash-Shaldu maksudnya tetap licin, bersih, tidak ada sedikitpun debu yang menempel padanya. Dikatakan, فَلاَنُ لا بَقْدرَ عَلَى درْمَام, "sedikitpun si fulan tidak mempunyai uang".31 (Q.S. Al-Bagarah [2]: 264)

## (صِلْصَالٌ) Shalshaalun

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صِلْصَالِ مِنْ خَمَا , Firman-Nya تَمَسُنُون: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (Q.S. Al-Hijr [15]: 26)

Shalshaalin adalah tanah kering yang apabila dilubangi ia akan berbunyi, padahal ia tidak dimasak, dan apabila dimasak ia akan memancar.4]





<sup>1.</sup> Ibid, jáid 6 juz 18 hlm.102.

Ibid, plid 1 juz 2 hlm. 29.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 29.

<sup>4.</sup> Ibid, jikd 5 juz 14 blm. 20.



## (صَالَاةً) Shalaatun

Firman-Nya, كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتُسْبِيحَهُ Masingmasing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya. Arti selengkapnya: Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: Kepada-Nya bertasbih apa yang dilangit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya, Masingmasing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, (Q.S. An-Nuur [24]: 41)

Keterangan

الصِّلاةُ İbnu Manzhur menjelaskan bahwa dari malaikat ialah doa dan istigfar, dan dari Allah adalah rahmat. Dan dengannya dinamakan shalat. Karena di dalamnya terkandung doa dan مَيْلاً istigfar. Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa adalah rangkajan gerak dan ucapan yang telah dikhususkan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 1

Az-Zujaj mengatakan bahwa asal tentang shalat adalah اللَّزْوَة (tetap, senantiasa, tidak boleh tidak, pasti). Dikatakan: قَدْ صَلَى وَاصِبْطَلَى, apabila tetap. Dari pemahaman ini orang yang masuk neraka dikatalkan yalzimu na-naar (langgeng di neraka). Al-Azhari mengatakan bahwa salat adalah ketetapan yang difardhukan Allah Ta'ala, dan الطلاة adalah kewajiban terbesar yang diperintah melanggengkannya, terus-menerus sama pengertiannya dengan الصَّلاةُ sama pengertiannya salat-salat yang difardukan,21

Bersalawatlah : صِبْلُوا عِلْيُهِ وَسُلِّمُوا يَسُلِيمًا Adapun kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 56) yakni bersalawat kepadanya, sebagai bentuk penghormatan.

Sedangkan صنواتُ الْرَسُول Doa Rasul. (Q.S. At-Taubah [9]: 99) Baca Badui.

ialah rumah-rumah ibadah مثلوات Sedang مثلوات orang Yahudi. Ash-Shalawaat, bentuk jamak dari ia adalah kata bahasa Ibrani yang di -*Arab*kan مثلاثا (mu'arrab), yaitu tempat ibadah orang Yahudi.31 Seperti dalam firman-Nya, وَلُولًا دَفَّعُ اللَّهِ النَّاسَ يَعْضَهُمْ "بِيَغْضِ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وبِيَعَ وَصِلُوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكِّرُ فِيهَا أَشُمُ اللَّهِ كَثِيرًا

1. Ma'jam Lughatui-Fuquhaa', 'Arabiy, Engliziy, Afranciy', A.D. Muhammad Rawas Qal'ajıy, tahqiq: Engliziy: A. D. Hamid Shadiq Qanibi, Alranciy: A. Quthb Musthafa Sanur, Cet. ke-1: 1996M/1416H, Berrut-Libanon, Daar An-Nalaa-is, Nim. 246

Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (Q.S. Al-Hajj [22]: 40)

Imam Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa kata الصُلُواة, dengan alif dan wawu, di dalamnya mengandung perkara yang besar, di antaranya dikatakan sebagai tiang dari الزكواة dan الصلواة pondasi yang dipancangkan oleh agama Islam ('umuudul-islaam). 1 Baca Ribay.

## Shalaa (مَعْلَى) - Tashlay (تَصْلُى) - Tashliyah (تُصُلِبَةُ)

yaitu) orang : الَّذِي يَصَلَّى النَّارَ الْكُبْرِي (yaitu) yang memasuki api yang besar (neraka). (Q.S. Al-A'laa (87): 12)

Keterangan

Yashlan-naara artinya merasakan neraka.21 Dan, tashlaa diambil dari perkataan mereka, مناني الناز, artinya merasakan panasnya api, المجعيم صَلُوهُ api, المجعيم صَلُوهُ Begitu juga firman-Nya, عُنُمَ المجعيم صَلُوهُ Kemudian masuklah ia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 31)

Kata Shiliyyan ialah masuk ke dalam neraka. Dari kata منان بالثَّار, yang berarti dia merasakan panas neraka. الأحن مُو , Seperti juga firman-Nya صنال الجحيم: Kecuali orang yang akan masuk neraka yang menyala. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 163)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Shoolin maknanya, masuk ke dalam neraka dan diazab di sana.<sup>5</sup> Dan begitu juga firman-Nya, Kami lebih mengetahui ؛ لَنْحُنُ اعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمَ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. (Q.S. Maryam [19]: 70)

Begitu pula تَصَنِيةٌ, sebagaimana frman-Nya, Dan dibakar di dalam neraka, Q.S. Al- وتصلية جُعيم Waaqi'ah [56]: 94)

Sedang تُضَطَلُونُ Berdiang, menghangatkan أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشَهَابِ قَنْسِ لِعَلِّكُمْ ,badan. Seperti firman-Nya نَصَطَلُونُ Atau aku membawa kepadamu suluh api

5. Ibid. jilid 8 juz 23 hlm. 90

12.

عن ل J. Ibnu Manzhur, *Lisaonu I 'Arob*, juz 14 hlm. 465 maddah ال Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 116.

<sup>1.</sup> Al-Burhan fr 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 410.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Moragni, jilid 10 juz 30 hlm. 125; lihat surat Al-A'laa [87]:

<sup>3</sup> Ibid, julid 10 juz 30 hfm. 130; lihat surat Al-Ghaasyiyah [88]. 4.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm 73.



supaya kamu dapat berdiang. (Q.S. An-Naml [27]: 7)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa adalah tasatadfa'uunaha artinya "kalian berdiang". Sebagaimana seorang penyair mengatakan:

الْنَّارُفَاكِهَةُ الشِّتَاءِ فَمَنْ يُرِدُ أَكُّلِ الْفَوَاكِهُ شَاتِياً فَلْبَصُطْلُ

"Api adalah buah panas, maka barangsiapa yang ingin memakan buah-buahan panas hendaklah ia berdiang". <sup>1</sup>]

Lafaz tashthaluun (kalian berdiang), qabashin (potongan api yang diambil dari asalnya) dan bi-syihaabin (nyala api); kaitannya dengan peristiwa yang terjadi ketika Nabi Musa a.s. yang hanya ditemani oleh istrinya melakukan perjalanan pada malam hari, lalu tidak dapat melihat jalan dan ditimpa dingin yang mencekam. Setelah Nabi Musa a.s. sampai kepada api itu, terdengarlah seruan: "Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di sekitarnya". 21

Di dalam surat Al-Qashahsh, disebutkan: Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya api di lereng gunung, ia berkata kepada keluarganya: "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) suluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan. (Q.S. Al-Qashash [28]: 29)

### (صَارَ) Shaara

Firman-Nya, ثَفَالُ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِن الطَّيْرِ فَصَرْضُ إِلَيْكَ Ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah semuanya olehmu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 260)

Keterangan

Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam Tafsirnya bahwa fashurhunna ialah بمنوره, yakni memotong-motongnya (qatha'ahu). Dan dari Abu Aswad Ad-Du'ali dikatakan ia adalah bahasa Suryani, yang berarti attaqthii' (memotong-motong). المنازقة Kata

lalu cincangiah, di dalam ayat di atas terdapat beberapa penafsiran. Fa-Shurhunna, yakni "lalu cincanglah", dengan berpijak pada makna aslinya, yakni makna perintah ('amr) adalah pendapat Ath-Thabari dan Ibnu Katsir, sedang menurut Abu Muslim Al-Asfahani pengertian ayat di atas ialah bahwa Allah memberi penjelasan kepada Nabi Ibrahim a.s. tentang cara Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Disuruh Nabi Ibrahim a.s. mengambil empat ekor burung, lalu memelihara dan menjinakkannya hingga burung datang seketika, bilamana dipanggil. Kemudian, burungburung yang sudah pandai itu, diletakkan di atas tiap-tiap bukit seekor, lalu burung-burung itu dipanggit dengan tepukan/seruan, lalu burungburung itu datang dengan segera, walaupun tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan. Maka demikian pula Allah menghidupkan orang-orang yang mati tersebar dimana-mana, dengan satu kalimat cipta "hiduplah kamu semua" pastilah mereka itu hidup kembali.

Jadi, menurut Abu Muslim sighat 'amr (bentuk kata perintah) dalam ayat ini, pengertiannya khabar (bentuk berita) sebagai cara penjelasan. Pendapat beliau ini di anut oleh Ar-Razy dan Rasyid Ridha.<sup>11</sup>

#### (صَمَتُ) Shamata

Firman-Nya, شواءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْنُمُومُمْ أَمْ انْتُمْ صَامِتُون sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 193)

Keterangan

Dikatakan, نمنت صَمَعْتًا وَ صَمُعُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ مَهُونًا وَ مَهُونًا وَ مَهُونًا وَ مَهُونًا وَ مَهُونًا وَ مَهُونًا وَ مَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَ صَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمَهُونًا وَمُهُونًا وَمُهُونًا وَمُهُونًا وَمُهُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُهُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمِّا وَمُعُمِّا وَمُعُمِّا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا ومُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا وَمُعُمُونًا ومُعُمُونًا ّمَدُ) Ash-Shamad

Firman-Nya, الله المثمن: Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (Q.S. Al-Ikhlaash [112]: 2)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ash-Shamad adalah Yang selalu menjadi tempat bergantung di kala genting. Penyair mengatakan:

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 165 hlm. 65.





<sup>1.</sup> Ibid, plid 7 juz 19 hlm | 121; lihat surat An-Nami [27]: 8

<sup>2.</sup> Ibid, plid 7 juz19 hlm. 122; lihat surat Maryam [19]: 70.

صلر: Tofsir Al-Qurthubi, juz 3 hlm. 301; di dalam Muʻjam disebutkan; النفية كلا – ميرا ومترزون و مسرا المنافية كلا – ميرا ومترزون و مسرا بالمنافية كلا – ميرا ومترزون و مسرا kondisi ke kondisi lain, Dan ol-moshiri adalah akhur kembalinya suatu urusan (moo yontahi idahii-omri). Muʻjam Al-Wasith, juz 1 bab shad hlm. 531.

\*

لَقَدْ بَكُرَ الْنَاعِي بِخَيْرِ بَنِي أَسَدٍ يَعْمَرُو مِنْ مَسْخُوْدِ وَبِاالْسَيِّدِ الْصَهَدِ

"Orang yang tertimpa musibah itu, secara dini telah menemui orang yang paling baik di kalangan Bani Asad, yakni 'Amru Ibnu Mas'ud, seorang pemimpin dan tempat diminta pertolongan".13

A. Hassan menjelaskan bahwa ashshamad. Artinya tiap-tiap sesuatu bergantung (berkehendak dan perlu) kepada-Nya, sehingga tidak berkeperluan kepada siapapun. Semakna dengan ash-shamad adalah al-qayyuum (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255) Dia itu berdiri sendiri yakni tidak berkehendak atau berkeperluan kepada yang lain.<sup>3</sup>

## (صَبَوَامِعُ) Shawaami'u

Shawaami'u: Biara-biara Nasrani. (Q.S. Al-Hajj [22]: 40) Baca Shalawaatun.

## (الَصِيَّمُّ) Ash-Shummu

Firman-Nya, الْصَامُ الْبُكُمُ: Orang-orang yang pekak dan tuli. (Q.S. Al-Anfal [8]: 22)

#### Keterangan

Dikatakan: منه صنا ومنهاها yakni, hilang pendengarannya (dzahaba sam'uhu). Dikatakan berarti tersumbat telinganya (suddat). Sedang مُنفَنْ أَمْنَمُ, ialah tempat gersang (tidak tumbuh tanaman). المها المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

yang datang dari para utusan Tuhan. Ketiga kata tersebut merupakan penguat tertutupnya kebenaran. Dengannya sebagai vonis orang-orang yang ingkar.

### (صَبَنَعَ) Shana'a

Firman-Nya, وَالْمُنْيَاتُ مَعْيَاتُهُ مِنْيُ وَلِنْصَانِعُ مِنْيُ مِنْيِهِ. Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku. (Q.S. Thaaha [20]: 39)

#### Keterangan

Li-tushna'a alaa 'ainii pada ayat tersebut maksudnya agar kamu dipelihara dan diberi makan dengan pengawasan-Ku. Dan Aku adalah pengawasmu sebagaimana seorang mengawasi sesuatu dengan kedua matanya, sebagai bukti atas perhatian yang dicurahkan kepadanya. <sup>1</sup>

Kata shana'a yang berarti "kedustaan", tertera di dalam firman-Nya, ثَالَقِ مَا فِي نِبِينِكَ تَلْقَفُ (Q.S. اللهُ مَا مَنْقُوا إِنَّمَا مَنْقُوا كَيْدُ سَاجِرٍ وَلَا يُقْلِخُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَنَّى (Q.S. Thaaha [20]: 69) Maka, Shana'uu maksudnya mereka ada-adakan dan buat-buat secara dusta.<sup>21</sup>

Sedang firman-Nya, ثَيْنِيْنَ مَا كَانُوا يَمَنْتُونَ Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Yakni, kata yang digunakan untuk mengutuk sikap para pendeta terhadap perilaku menyimpang umatnya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 63)

Adapun صنغرالله: Perbuatan Allah. Yang berarti melindungi dan mengurusnya terus menerus akan ciptaan-Nya. Sebagaimana firman-Nya: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu;

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 264; ash-shamad adalah fi'il dengan makna maf'ul, apabila bermaksud (hanya tertuju) kepadanya, yakni luan yang dijadikan sandaran dalam berbagai keperluan yang mendesak (al-hawadi). Lihat, Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 298; orang Arab menamakan yang terhormat adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad. Abu Wai'in mengatakan, ia adalah ash-shamad adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adalah shamada adala

Ada juga yang mengatakan *ash-shamad* ialah Dia-lah yang kekal setelah semua makhluk-Mya sirna, dan ada juga yang mengatakan *ash-shamad* ialah Dia-lah yang tidak ada yang mengunggul. Selanjutnya, mengulang lafaz dimaksudkan sebagai penggugah perasaan bahwa tidak ada yang dapat disifati dengan sifat yang tidak layak selain-Nya. Lihat, *Hassiyatush-Shaowiy' ala Tofsir Jalalain*, juz 6 hlm. 509.

A. Hassan, Pengajaran Salat, CV. DIPONEGORO, Bandung, Cet. XXV tahun 1990, hlm. 139.

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 1 bab shad him. 524.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 149.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, pilid 6 juz 16 hlm. 108; dan dikatakan: منية الرئيل yakni apabila melindunginya, mengurusinya. Dan shano'a farsohu, apabila terus-menerus memperihatikan dan mengurusinya (yakni, merawat kudanya). Sedang, منية بنيّة بنيّة بنية kudanya). Sedang, منية منيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة بنيّة

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 126.



sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Naml [27]: 88)

Firman-Nya, بغضيون منها Berbuat yang sebaik-baiknya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sis-sia dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 103-104)

## (صِنُوَانٌ) Shinwaanun

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa مبنون adalah kata jamak dari مبنون, yakni cabang yang keluar dari pangkal pepohonan. (al-Ghashnul-Khaarij 'an ashlisy-Syajarah). Asal katanya, adalah persamaan (al-mitslu). Di antaranya, paman disebut dengan shinwun, ia disamakan dengan bapak. Dan apabila pohon tersebut memiliki banyak cabang maka disebut shinwaanun. i) (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 4)

## (صهر) Shahara

Firman-Nya, يَصَيَرُ بِهُ مِا فِي بطويَم Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). (Q.S. Al-Hajj [22]: 20)

#### Keterangan

Yushharu bihi: dicairkan, dilelehkan (yudzaabu). dikatakan: مسير الثنيء باالثار وتعوفا yakni adzaabahu (melelehkan, mencairkan). Dan dikatakan: صيرة العرف, panasnya membuatnya meleleh. المنازة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة العربة ال

Dan, Shihrun (صيخ) yang tertera di dalam firman-Nya: (فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَصِيْرًا): Lalu Dia menjadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah. (Q.S. Al-Furqan [25]: 54) Yakm, Mushaharah, artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.

Firman-Nya, Adapun نمنوان Yang benar. Seperti firman-Nya, وقال مبوان Dan la mengucapkan kata *yang benar.* Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi:

Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkatakata kecuali, siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. (Q.S. An-Naba' [78]: 38)

#### Keterangan

Ashaaba (نصاب) adalah qasdun(maksud, kehendak, tujuan). Az-Zujaj telah menceritakan dari orang-orang Arab, bahwa mereka mengatakan: مَاصَابُ الصَوَابِ فَاضَلَى الْجَوَابِ artinya ia menghendaki kebenaran lalu ia menyalahi jawabannya. Penyair mengatakan:

أصاب الطلام فلم يستطغ

فاءخطاء الجواب لدى المفصل

"Saya hendak mengatakan (sesuatu) namun tidak mampu (melakukannya), maka jawabannya (pun) salah bagi orang yang mengerti maksudnya."

#### (صَيْبُ) Shaibun

Ash-Shaibu adalah awan yang tebal, atau berarti al-mathar (hujan).<sup>21</sup> Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Ash-Shaibu; (hujan) asal katanya ialah shaubun, artinya turun.<sup>31</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 19)

## (صَيَتُ) Shautun

إِنَّ أَنْكَر ,Ash-Shaut, artinya suara. Firman-Nya الأصوات لصوت العمير: Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqman [31]: 19)

Ungkapan ini menunjukkan nada kecaman terhadap orang yang mengeraskan suaranya, serta anjuran untuk membenci perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

Dahulu orang-orang Arab membanggakan suara yang keras, maka siapa di antara mereka yang memiliki suara yang paling keras, maka ia

<sup>(</sup>صَوَابًا) Shawaaba

<sup>1.</sup> Ibid, plid 5 juz 13 hlm.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 juz 17 hlm. 101.

<sup>3</sup> Muljam Al-Wasiith, juz 1 bab shod him 525

<sup>4</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1071 him

i Tolsii Al Moraghi phid 8 juz 23 hlm. 120.

<sup>2</sup> Mu'yam Al-Wasith, iuz 1 bab shad hlm 527

<sup>3.</sup> *Tafsir Al Meraghi*, plid i juz Lhlm. 59. yakni, صاب پختی ماند. apabila turus (majala). Lihat, *Tafsir Al-Qurtubi*, plid 1 juz 1 hlm. 151.

<sup>4.</sup> Jafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 80.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dihormati di kalangan kaumnya, sedang orang yang memiliki suara yang paling rendah dihinakan kaumnya. Seorang penyair dari mereka mengatakan: "Dia keras bicaranya, keras bersinnya, baik penampilannya, dermawan dengan ternak untanya, dan berlari cepat menolong orang yang sakit, bagaikan larinya orang yang mengejar orang teraniaya, dan ia berkedudukan tinggi di atas kebanyakan orang karena akhlaknya sempurna"."

#### (صَوْرَ) Shawwara

Firman-Nya, وصوركم فاحسن صوركم Dia *mem*bentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. (Q.S. At-Taghaabun [64]: 3)

Keterangan

At-Tashwiir adalah menjadikan sesuatu dalam bentuk yang belum pernah tergambarkan. Sedang ash-shuurah adalah keadaan sesuatu menurut kebiasaan. <sup>21</sup> Lihat juga (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 6)

### (الصُورُ) Ash-Shuuru

Firman-Nya, يَوْم يَنْفَغْ فِي الْمَبْوَرِ Di waktu sangkakala ditiup. (Q.S. Al-An'am [6]: 73)

Keterangan

Ash-Shuuru adalah tanduk dan sebagainya yang ditiup ketika manusia dipanggil ke padang mahsyar, sebagaimana ditiup di dunia ketika hendak mengadakan perjalanan dan dalam kemiliteran. <sup>1</sup>i

Begitu pula yang tertera di dalam surat An-Naba' ayat 18 bahwa *Ash-Shuur* ialah terompet yang apabila menimbulkan suara dan mengundang orang bergegas datang menuju ke arah si peniup terompet. <sup>4)</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya: Barangsiapa berpaling dari Al-Qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat, mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari Kiamat, (yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang

berdosa dengan muka yang biru muram. (Q.S. Thaaha [20]: 100-102)

Di dalam surat an-Naml, juga dijelaskan: Dan (ingatlah) hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri. (Q.S. An-Naml [27]: 87)

Sedang firman-Nya, فَإِذَا نَفِخَ فِي الصَّوْرِ فَلَا أَنْسَابُ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 101) maka, Ash-Shuwaru: bentuk jamak dari shuurah seperti busar dan busrah, yakni ruh ditiup ke dalam jasad.<sup>11</sup>

## (صَوَاحٌ) Shawaa'un

Firman-Nya, ثانوا نقفت منواع اكبك Penyerupenyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja. (Q.S. Yusuf [12]: 72)

Keterangan

Shuwaa' artinya خَوَك (piala), yakni yang ada ujungnya (gagangnya) yang terdapat di Persia, yang dipergunakan sebagai tempat minum oleh orang-orang a'jam.<sup>2</sup>J

## Ash-Shaumu wa Ash-Shiyaamu (اَلَصِوْمُ)

Ash-Shiyaam, secara bahasa adalah "mengekang atau menahan diri dari sesuatu". Secara istilah syariat, ialah menahan diri tidak makan, minum dan bersetubuh dengan istri, sejak fajar hingga terbenam matahari karena mengharap pahala dari Allah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 183)

Shauman yang terdapat di dalam firman-Nya, إِنِي نِدَرَثَ لِلرَّفَيْنِ صَوْمًا فَيْنَ أَكِلَمُ الْيَوْمُ إِنْسَيَّا [19]: 26) berarti, diam tidak berbicara. أ

A. Hassan menjelaskan bahwa shaum menurut agama pada zaman itu, berpuasa adalah diam. Yakni tidak beromong-omong dengan manusia. Ini satu daripada cara yang baik buat mengajar lidah diam dari pada bekerja

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 86-87.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 him. 93.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 htm. 148; lihat surat Thaaha [20]. 102.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 10.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 57; Asy-Syaukani menyebutkan di dalam tafsinya, Qatadah berkata (dala adalah kata jamak dari sigia. Yakni menjupkan roh-roh. idhat, Fathul Qadir, jilid 4 hlm. 376; Lihat juga, Shahih Al Bukhay, idid 3 hlm. 131

<sup>2.</sup> Shahih Ai Bukhari, jilid 3 hlm. 147.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 1 jut 2 him. 67.

<sup>4.</sup> Ibid, jikd 6 juz 16 hlm. 44.

-

sebagaimana diajarkan perut berhenti dari pada menggiling makanan.<sup>1)</sup>

## (صَيْحَةٌ) Shayhatun

Firman-Nya, أَوْمَا يَنْظُرُ هُوْلَاءِ إِلَّا صَيْعَةُ وَاحِدَةُ Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja. (Q.S. Shaad [38]: 5)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *ash-Shayhatu* (آنَصَيْعَةُ), ialah tiupan sangkakala kedua, yang dengannya bangkitlah semua mahluk. Maksudnya, orang-orang kafir itu tidaklah menunggu kecuali dua kali perahan susu sekalipun (tidak diberi tangguh sedikitpun).<sup>2</sup>]

Adapun Firman-Nya, إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْفَةً وَاحِدَةً . Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan) oleh yang punya kandang. (Q.S. Al-Qamar [54]: 31)

Maka, Shayhatan Waahidan, adalah satu teriakan, yaitu teriakan Jibril a.s.<sup>3</sup> Sebagaimana dikatakan oleh penyair:

> صَاحَ الزَّمَانُ بِأَلِ بَرْمَكَ صَيْحَةً خَرُوْا لشدَّتِهَا عَلَى الْأَذْقَانِ

"Masa menimpakan azab kepada keluarga Barmak, sehingga mereka tersungkur karena kerasnya azab itu".<sup>4</sup>

Arti yang sama juga tertera di dalam surat Al-Hijr ayat 73 bahwa *Ash-Shaihah* ialah suara yang mengguntur. Segala yang membinasakan suatu kaum dinamakan suara yang mengguntur dan petir. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Jarir.<sup>5]</sup>

## (ٱلصَّيْدُ) Ash-Shaydu

Ash-Shaid ialah binatang buruan baik di darat maupun di laut, dan buruan laut dinyatakan, مَنْهُذُ sedangkan buruan darat dinyatakan مُنْهُذُ الْبُوّا: (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 96) Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa yang termasuk buruan laut adalah buruan yang diperoleh dari air seperti unggas air, ikan dan sebagainya. Sedangkan kata "Air" pengertiannya mencakup laut, sungai, danau, kolam. <sup>13</sup>

Sedangkan bentuk kata kerjanya (fi'ii) yang tertera dalam Al-Qur'an adalah ishthaada, "berburu", seperti: وَإِذَا حَلْلَكُمْ فَأَصْمَالُذُوا Dan apabila kamu telah menyelasikan ibadah haji maka bolehlah berburu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 2)

## (صيبَاصٌ) Shiyaashun

Firman-Nya, وَأَنْقُ الْفِينَ طَامَرُوهُمْ مِنْ أَفُلِ الْكِتَابِ مِنْ . Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli نميَاسِيهمْ Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 26)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Shiyoashiihim adalah kata bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya جيمية, yang artinya "segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pelindung", sebagaimana perkataan penyair:

بأصبختِ النَّيْزانِ صَرَعَى وَ أَصْبَحَتْ

نِسَاءُ تَمِيْمٌ يَبْتَدِرُنَ الْصِيَاصِيَا

"Maka pada pagi harinya semua banteng mati, dan kaum wanita Tamim bersegera menujuke benteng-benteng perlindungan.<sup>21</sup>

## (اَلْصَيْفُ) Ash-Shayfu

Ash-Shaif (musim panas). Orang-orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa negeri yang dilaluinya. Ash-Shaif (المَهْنَاءُ), "musim panas", lawannya asy-syitaa' (الشَّفَاء), "musim dingin". (Q.S. Quraisy [106]: 2)

<sup>1.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no. 2067 hlm. 580.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 103.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 89.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 21.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 29; Ash-Shqihah: Al-Halakah (kebinasaan). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 151.

<sup>1.</sup> Abdullah Yusuf Ali, Op. Cit., catatan kaki no. 802 hlm. 273.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 136.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki no.1603 hlm. 1106.





#### (ضَأَنٌ) Dha'nu

Adh-Dho'nu adalah domba yang berbulu. Adalah kata jamak dari مَنَائِنُ. Dan dikatakan untuk mu'annas dengan عَنَائِنُهُ jamaknya مُنَوَائِنُ. Ada yang mengatakan ia adalah kata jamak dan tidak ada bentuk mufradnya. الإداء (Q.S. Al-An'am [6]: 143)

#### (صَبَيْحًا) Dhabhan

Firman Allah Swt., وَالْمَادِيَاتِ هَيْتِكَ Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengahengah. (Q.S. Al-'Aadiyaat [100]: 1)

#### Keterangan

Kata ini disebut sekali. Adh-Dhabhu adalah suara napas kuda di saat lari. Seorang penyair, 'Antarah mengatakan:

وَ الْغَيْلُ تَكْدَحُ حِلْنَ تَضْبَحُ فِي حِبَاضِ الْمُوْتِ ضَبَعُنا "Ketika berkecamuk peperangan, sang kuda menerjang dengan napas terengah-engah (untuk menakuti musuh), memercikkan api dari kakinya".<sup>21</sup>

#### (ضَحَكَ) Dha<u>h</u>aka

Firman-Nya, انْنَيْضَحُكُوا قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا Maka hendakiah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. (Q.S. At-Taubah [9]: 83)

#### Keterangan

Adh-Dhaḥak, "tertawa". Dan adh-dhaḥaakah (اَلْشَغَاكُا), yang tertawa hingga kelihatan giginya. Firman-Nya, وَتَضَغَكُونُ وَلَا يَبُكُونَ Dan kamu menertawakan dan tidak menangis. (Q.S. An-Naim [53]: 60)

Dan di antara kekuasaan Allah adalah: وَأَنْهُ مُوَ أَضْحَكَ وَأَنْكُ : Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa menangis. (Q.S. An-Najm [53]: 43)

imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kepada setiap yang dilakukan oleh manusia semuanya ada dalam genggaman-Nya hingga persoalan menangis dan tertawa. Ilmam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata huwa pada ayat tersebut menandaskan peniadaan unsur perantara dan sekaligus memantapkan hakekat keberadaannya. Dan adhhaka pada ayat tersebut maksudnya Dia yang menjadikan sebab-sebab yang membuat manusia dapat tertawa menangis (asbaabu adh-dahak wal-bukaa'). Ilman sebab-sebab yang membuat manusia dapat tertawa menangis (asbaabu adh-dahak wal-bukaa').

#### (ضُحیّ) Dhuha

Firman-Nya, كَانَهُمْ يَوْمُ يَرُوْمُهَا لَمْ يَنْتُنُوا إِلَّا عَشِيْهُ أَوْ Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi. (Q.S. An-Naazi'at [79]: 46)

#### Keterangan

Adh-Dhuha (أَنْضَابَعَنُ) adalah waktu matahari mulai meninggi dan memancarkan sinarnya yang hangat ke alam raya. (Q.S. Adh-Dhuhaa [93]: 1) Dikatakan: امْنَعَوْثُ التَّانِيَّاءُ مَلَّانِعُ اللَّهِ الشَّمْسِ ثُمُ بِعَدَهُ صَلَّعَ التَّانِيَّاءُ مَلَّانِعِ الشَّمْسِ ثُمُ بِعَدَهُ مَلْعَةً وَالشَّمْسِ ثُمُ بِعَدَهُ مَلِيعًا لِعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

Ayat di atas dimaksudkan, karena hebatnya suasana hari berbangkit itu mereka merasa bahwa hidup di dunia adalah sebentar saja. <sup>7</sup> Yakni seukuran sore dan pagi hari. Dan menurut Ibnu Katsir, bahwa mereka dibuat pendek masa hidupnya di dunia yang seakan-akan di sisi mereka satu hari waktu sore dan sehari waktu pagi. <sup>8</sup>

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Baghawi, juz 4 hlm. 232.

Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, Al-Jaami'u li-Ahkaamil-Qur'an, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut-Libanon t.t., ilild 9 juz 17 hlm, 76.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 182.

<sup>4.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 5 hlm. 371.

<sup>5.</sup> Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 225.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 182; lihat surat Asy-Syams [91]: 1.

Depag, Al-Qur'an Dan Terjemohnyo, catatan kaki, no. 1554 hlm. 1022.

<sup>8.</sup> Lihat, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 517.

<sup>1.</sup> Asy-Syaukani, Fathul Qadiir jilid 2 hlm. 170.

Tofsir Ai-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 221; Az-Zamakhsyan medebutkan di dalam tafsirnya bahwa adh-dhobhu adalah kata yang tidak tertuju selain kepada kuda (of-forsu), anjing (of-kolbu), dan kijang (of-ts/tofu), Af-Kosysyaof, juz 4 hlm. 278.

<sup>3.</sup> Komus Al-Munowwir, hlm. 813.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Yakni, kata yang menerangkan tentang waktu, dan menyangkut tentang suatu peristiwa akbar. Di antaranya dimuat di dalam firman-Nya, اَوْأَبِن أَهَلَ القُرى أَنْ بِأَتِهُمْ بِأَسْنَا صَعَىٰ وَهُمْ يَلْعَنُونَ Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalang naik ketika mereka sedang bermain. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 98) Yakni, datang siksaan di waktu dhuha.

Adapun firman-Nya, قَالُ مُوْمِنُكُمْ يَوْمُ الرَّبِيْنَةِ وَأَنْ Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalang naik". (Q.S. Thaaha [20]: 59) Yakni, saat pertemuan Musa a.s. dengan Fir'aun yang terjadi pada waktu dhuha.

## (ضِدُّا) Dhiddan

Firman-Nya, كُلُّ سَيْكَفُرُونَ بِعِبادَيْمُ وَبِكُونُونَ عَلَيْمَ Pkali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereka. (Q.S. Maryam [19]: 83)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, suatu kaum mengatakan bahwa adh-dhiddaani adalah dua perkara yang berada pada satu jenis, dan meniadakan dari keduanya jenis yang lain tentang sifat-sifatnya secara khusus. Misalnya putih dan hitam, jahat dan baik, dan sebagainya.<sup>11</sup>

#### (ضرب) Dharaba

Firman-nya, فَلَا نَصْرُبُوا لِللهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ غُلُّ نَصْرُبُوا لِلهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهِ غُلُّ Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nahl [16]: [74])

#### Keterangan

Dharbul-matsali lisy-syai-i ialah menyebutkan perumpamaan bagi sesuatu untuk menjelaskan keadaannya yang abstrak dan menghilangkan keraguan terhadap perkaranya.<sup>2</sup>] Berikut perubahan bentuk katanya (tasrif), dan maksud yang dikehendaki sesuai dengan konteks ayat, di antaranya:

- Firman-Nya, فَضَرَبُنا عَلَى ءَاذَائِمِمْ فِي الْكَيْفِ سِينِ عَنَدًا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 11) Maka, Fa-dharaballaahu 'ala adzaanihim maknanya lalu mereka tertidur.<sup>11</sup> Yakni, Allah menjadikannya mereka (ashabulkahfi) tertidur.
- 2) Firman-Nya, وَاهْجُرُوهُنْ فِي الْصَاحِحِ وَاصْرِيُوهُنْ Pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. (Q.S. An-Nisa' [4]: 34) yakni, dharaba yang berarti memukul, maksudnya memukul istri sebagai bentuk hukuman dari suaminya.
- 3) Firman-Nya, فإذا لَقِينُمُ النَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرَبَ الرَقَابِ Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka.... (Q.S. Muhammad [47]: 4)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ضرب الرقاب: Memenggal leher. Yang dimaksud, bunuhlah. Pembunuhan diungkapkan dengan pemenggalan leher sebagai gambaran tentang pembunuhan dengan bentuk yang paling mengerikan, yaitu diletakkannya leher dan diterbangkannya anggota badan yang lain; sedang kepala merupakan pemimpin tubuh dan anggota tubuh yang paling depan, dan merupakan himpunan dari seluruh indra manusia. Dan juga digambarkan tergeletaknya tubuh dalam kondisi yang mengerikan (tanpa kepala). Gambaran semacam ini memuat kekerasan dan ketegasan, tidak sebagaimana yang dikandung dalam kata al-gatlu (membunuh).21 Begitu juga dengan firmanmaka : فَاضِرِنُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضِرِنُوا مِنْهُم كُلُّ بِنَانِ . Nya penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. (Q.S. Al-Anfal [8]: 12)

4) Firman-Nya, وَضَرِيتَ عَلَيْمُ الذَّلَةُ وَالْمَتَكَاةُ وَالْمَتَكَاةُ وَالْمَتَكَاةُ وَالْمَتَكَاةُ وَالْمَقَاءِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 61) maka dhuribat maksudnya, mereka diliputi atau dikelilingi, seperti kubah/kurungan yang menyekap seseorang yang ada di dalamnya. Atau bisa

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 47



<sup>1.</sup> Ar-Raghib Al-Asfahani, Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, him-

<sup>301</sup> 

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 him. 113.

<sup>1</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 157.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



juga berarti stempel/dicap hingga lekat dan tak bisa dilepas. Maksudnya ialah, mereka bagaikan dikurung atau dicap dengan kehinaan dan kemelaratan. <sup>1</sup>

- 5) Firman-Nya, فَكَيْفُ إِذَا تُوفَيِّهُمُ الْلَائِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهِهُمْ (Q.S. Muhammad [47]: 27) maka, Yodhribuuna wujuuhahum wa adbaarahum maksudnya ialah para malaikat memukul wajah dan punggung mereka. Maksudnya para malaikat mematikan mereka dalam keadaan yang mengerikan dan dahsyat. <sup>21</sup>
- 6) نوضرب نا المنافظة yang tertera di dalam firman-Nya. وضرب لنا مثلا ونسي خلفه (Q.S. Yasin [36]: 78), maksudnya, mengeluarkan suatu cerita yang ajaib mengenai Kami yang karena anehnya bagaikan perumpamaan. Karena ia mengingkari kemampuan kami untuk menghidupkan tulangtulang yang telah hancur. المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنا
- 7) Firman-Nya, اَفْنَشَرْتِ عَنْكُمُ الذِّكْرُ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ الْمِنْوِفِينَ Maka apakah Kami berhenti menurunkan Al-Qur'an kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas? (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 5) maka, dikatakan: أغرضُ, yakni, أغرضُ (merintangi, terhenti). المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذ
- 8) Idhrib Iahum yang tertera di dalam firman-Nya, فاضرت ئهم طريقا في البخرينيسا (Q.S. Thaaha [20]: 77) makanya, jadikanlah untuk mereka.<sup>31</sup>
- 9) Firman-Nya, ومَرَيْنَا نَكُمْ الْأَمْنَانِ (QS. Ibrahim [14]: 45) maksudnya Kami jelaskan kepada kalian bahwa mereka serupa dengan kalian dalam hal kekufuran dan berhak menerima azab. 61
- 10) Dharabna 'alaa adzaanihim, yang tertera di dalam firman-Nya, فضرتنا على ناقائهم في الكيف (Q.S. Al-Kahfi [18]: 11) maksudnya Kami tutupkan telinga-telinga mereka dengan suatu dinding, sehingga mereka tidak bisa mendengar lagi, sebagian orang mengatakan: بنى على المرابة yang dimaksud ialah

dia membangun sebuah kubah yang menaungi istrinya. Sedangkan maksud ayat tersebut adalah Kami buat mereka tidur lelap, tidak dibangunkan oleh suara-suara yang bisa membangunkannya. <sup>1</sup>J

الاَيُسْتَطِيعُونَ صَرِبَا فِي الْأَرْض بِحَسْبُهُمْ الْجَافِلُ ، مِن التُحْفُّفِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 273) maksudnya ialah berjalan di muka bumi untuk mencari penghidupan. Misalnya, berdagang. Sedangkan المُصَارِبَة, dengan didhammahkan mim-nya dan difathahkan ra'-nya, dan isim fa'ilnya صَارِبُ yang barangkali terambil dari بعارب yakni melakukan perjalanan untuk berdagang. المَصْرَبُونَ فِي الأَرْض يَعْمُونَ مِنْ الْمُصْ اللهِ (Q.S. Al-Muzammil [73]: 20)

Ungkapan dharaba fil-ardhi adalah ditujukan kepada musafir. Maka ad-dharbu yang berkaitan dengannya memiliki dua makna, antara lain; pertama, memukul dengan tangan, tongkat dan pedang, dan kedua, berarti melakukan perjalanan, seperti dharabtum fil ardhi, artinya kalian melakukan perjalanan di muka bumi, yakni musafir. Dinamakan demikian, karena seorang musafir biasa mengusir keletihannya dengan sebuah tongkat yang dipegangnya, sehingga dapat meneruskan perjalanannya. 4

Dan di antaranya, musafir adalah salah satu kondisi yang diperbolehkan bagi seseorang untuk meng*qhashar* salatnya, sebagaimana firman-Nya, اوَإِذَا صَرِيتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خِنَاحٌ أَنْ تَفْصَرُوا dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang(mu). (Q.S. An-Nisa' [4]: 101)

## (اَلضُّرُ) Adh-Dhurr

Firman-Nya, فَمَنِ اضَطَرَ غَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادِ فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ (Tetapi barangsiapa *terpaksa* (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 173)

مورب عليه (J. Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 130; di dalam Mu'jam disebutkan مرب عادي (بالبخل ق الأودي به المالية المختلف المولية به إلى به إلى به إلى به إلى المحتلف إلى المحتلف إلى المحتلف إلى المحتلف إلى المحتلف إلى المحتلف إلى المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحت

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 12 hlm. 68

<sup>3.</sup> Ibid, jillid 8 juz 23 hlm. 35.

طي إلى 4. Muhtaarush-Shihhaah, hlm 379 maddah

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 133.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 163.

<sup>1.</sup> *Ibia*, jilid 5 juz 15 hlm. 121

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm, 47,

<sup>3.</sup> Mu'yam Łughatul-Fuqahao', 'Arabiy, Engliriy, Afranciy, A.D. Mu-hammad Rawas Qafajiy, tahqiq: Engliziy, A.D. Hamid Shadiq Qanibi, Afranciy; A. Qutib Musthafa Sanur, Cet. ke-1. 1996M/1416H, Beirut-Libanon, Daar An-Nafaa-is, hlm. 494.

<sup>4.</sup> Ash-Shabuni, Tafsır Ahkam, jilid I hlm. 492-493.



Keterangan

Dikatakan: اضَطَرُهُ النّه, berarti memaksanya (ahwajahu wa a(ja-ahu). Seperti firman-Nya, ثُمُّة أَصْبُطُرُهُ إِلَى عَنَابِ النَّار: Kemudian Aku *paksa* ia menjalani siksa neraka. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 126)

Adh-Dhurru adalah kesulitan vang menimpa pada keadaan atau berupa kefakiran atau kesusahan yang menimpa badan. Sedang adh-dhararu adalah adh-dhayyiq (kesempitan), dan juga berarti al-'ilal (sebab-sebab) yang menggugurkan dari kewajiban jihad(perang) dan semisalnya. Ad-dharuurat adalah al-haajah( kebutuhan) dan beban berat yang tidak dapat ditolak datangnya. Di dalam syair, dinyatakan:

ٱلْحَالَةُ الَّذَاعِيَةُ إِلَى أَنْ يُرْتَكُّتَ فِيْهِ مَالاً يُرْتَكُثُ

Yakni, keadaan yang mendorong untuk melakukan (sesuatu yang tercela) padahal tidak ingin melakukannya.13

Adapun adh-dharuuriy, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Mu'jam, ialah kebutuhan yang mendorong agar kesusahan yang menimpanya dapat sirna karena mengancam salah satu dari 5 hal pokok yang harus dilindungi, di antaranya: keselamatan jiwa, agama, akal, kehormatan dan harta benda.2)

Sejumlah ayat yang memuatnya, dan perubahan bentuk katanya, antara lain:

- قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ ,Firman-Nya (1 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَهُ أَوْ دَمَّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اصْبَطُرُ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ قَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (Q.S. Al-An'am [6]: 145) maka idhthurra di dalam ayat ini ialah dia terkena darurat, yang menyebabkannya mengambil sesuatu dari perkara yang diharamkan.3]
- وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِي الصَّرُّ وَأَنْتُ أَرْحَمُ , Firman-Nya ( 2 الرَّاجِمِينَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 83), maka adhdharar meliputi seluruh bahaya, sedangkan adh-dhurru khusus mengenai bahaya yang terdapat pada tubuh seperti penyakit, kurus dan sebagainya. 4 Oleh karenanya masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik, tanpa dasar ketakwaan dinyatakan dengan: مَسْجِبُا ضنائة: Masjid untuk menimbulkan kemudaratan

(kepada orang-orang mukmin). (Q.S. At-Taubah [9]: 107)

- يَاأَيُّهَا الْفَرْدُوْ مَمَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِيضِاعَةِ , Firman-Nya Q.S. Yusuf [12]: 88) maka adh-dhurru maksudnya bahaya kelaparan, seperti kurus dan Jemah. 13
- وَإِذَا مَسَّكُمُ الطَيُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلِلٌ مَنْ تَدُعُونَ الَّا . Firman-Nya ، វិញ (Q.S. Al-Israa' [17]: 67) maka adh-dharru maksudnya adalah kekhawatiran tenggelam karena dihempaskan gelombang.2)
- .Q.S. فَالُوا لَا ضَيْرُ إِنَّا إِلْى رَبَّنَا مُنْقَلِبُونَ .Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 50) maka laa dhaira maksudnya, tidak ada kemudaratan atas kami pada apa yang kamu sebutkan itu.3

Selanjutnya, mereka berkata: Sekalikati tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kami apa yang kamu ancamkan itu; dan sekalipun kamu laksanakan, kami tidak peduli terhadapnya, karena setiap makhluk yang hidup pasti mati. Sebagaimana dalam perkataan:

وَمَنْ يَمُتْ بِاللَّسَيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تَعَدُّدُتِ ٱلْإَشْبَابُ وَالْمُوْتُ وَاحِدٌ

"Barangsiapa tidak mati dengan pedang, maka ia akan mati dengan lainnya. Berbagai sebab, tapi kematian itu satu".

Serupa dengan perkataan tersebut, ialah perkataan Ali karamahullaahu wajah: "Aku tidak peduli, apakah aku akan jatuh kepada kematian ataukah kematian itu menimpaku". 4

- أَمُّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَنَكْشَفُ السُّومَ Firman-Nya (6 (Q.S. An-Naml [27]: 62) maka وَتَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ al-mudhtharry adalah yang terdesak oleh kesusahan, sehingga memohon kepada Allah. 5]
- لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْتُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي , Firman-Nya (7 الطرر: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur. (Q.S. Q.S. An-Nisa' [4]: 95)

Maka, uulidh-dharuri dalam ayat tersebut adalah penyakit yang membuat seseorang tidak mampu berperang, misalnya buta dan pincang.63

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dhat hlm. 537-538.

<sup>2.</sup> Mu'jam Lughatul Fugahaa', Arabiy Englijiy Afransiy, him. 255.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 56.

<sup>4,</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 60.

<sup>1.</sup> ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 31.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hkm. 73.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 59.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 63. 5. Ibid, Illid 7 juz 20 hlm. S.

<sup>6.</sup> Ibid. jiljd 2 juz 4 hlm. 100.



8) Firman-Nya, اَوْ دَيْنِ غَيْرُ مَضِرٍ : Atau (Sesudah dibayar) utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Q.S. An-Nisa' [4]: 12)

Maka *mudhaarun* dimaksudkan, ialah memberi mudarat kepada waris dengan tindakan-tindakan seperti berikut ini: a) Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka; dan b) Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.<sup>1</sup>

9) Firman-Nya, لا تُضارُ وَالِدَةُ بِوَلْبِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهْ بِوَلْبِهِ وَعَلَى: Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Maka, al-mudharrah ialah keterlibatan kedua orang tua satu sama lain dalam melakukan tindakan yang membahayakan anaknya. Maksudnya, ialah bahwa setiap bahaya yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lainnya dalam masalah anak, merupakan bahaya terhadap anak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahaya terhadap anak, sebab bagaimana mereka bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak mereka jika mereka saling bertengkar dan saling menyakiti satu sama lainnya.<sup>2)</sup>

Asal kata yudharru ialah بنسارز, maknanya mengandung larangan bagi penulis membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau mengubah ketentuan, atau tidak mau menjadi saksi, yang hal ini dijelaskan oleh Allah Swt., خابة فنسوق بخن "Jika kamu lakukan (yang demikian itu), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282), yakni mengubah tulisan dan menyimpangkan kesaksian, termasuk perbuatan fasik (berdosa).

Selanjutnya, kata mudharat dalam menyifati sesembahan selain Allah, dinyatakan: وَلَا تَدْعُ dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) *memberi mudarat* kepadamu. (Q.S. Yunus [10]: 106)

## (ضَرِنعٌ) 'Dharii

Firman-Nya, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ صَوْعٍ: Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. (Q.S. Al-Ghasyiyah [88]: 6)

Keterangan

Imam Al-Bukhari mengatakan, Mujahid mengatakan bahwa adh-dhari' adalah suatu tanaman yang lazim dinamakan syibriq, dan penduduk Hijaz menamakannya dengan adh-dhari' 'bila sudah kering'. Sedang ia adalah jenis tanaman yang mengandung racun dan termasuk makanan yang paling buruk, jijik dan kotor. 11

Imam Al-Maraghi menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Adh-Dharii' ialah pohon berduri yang menempel di tanah. Jika pohon tersebut basah, ia disebut syibriq. Abu Zu'aib Al-Huzali menyatakan dalam bait syairnya:

رَغَى الشِّبْرِقِ الرِّيَّانَ حَتَّى اِذَا ذَوَى وَصَارَ ضَرِيَعًا بَانَ عَنُهُ النِّحَائِصُ

"Pohon duri basah ditanam hingga apabila terpisah menjadi duri yang kering (tapi masih) tampak jelas bekas keaslian basahnya".<sup>21</sup>

#### (ضَعَفَ) Dha'afa

Firman-Nya, إِذَا لَأَنْفَنَاكَ ضِعْفَ الْخَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَاتِ Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati. (Q.S. Al-Isra' [17]: 75)

Keterangan

Dinyatakan: جَمِعَتْ صَعَدًا, yakni lemah atau sakit dan hilang kekuatannya atau menurut kesehatannya. Dan استضغنه, berarti membuatnya menjadi lemah, dan hina (adzillah). Dan aladh'afu mudha'afah ialah yang semisal dengan menambah hitungannya, berlipat-lipat (alamtsaal al-muta'addidah). Sedangkan وَعِعْتُ الْحِياةِ yang tertera di dalam ayat tersebut adalah azab

<sup>3.</sup> Mu'rom Al-Wasiith, juz 1 bab dhot hlm, \$40.



<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'on Dan Terjemahnya, catatan kaki no. 274 hlm. 117

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 184.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 71.

<sup>1.</sup> Reigkoson Tafsir than Katsir, jilid 4 film. 967; Shofish Af-Bukhan, jilid 3 film. 224.

<sup>2.</sup> Tafstr Ai-Maraghi, jilid 10 juz 30 blm. 130; Ai-Kasysyaof, juz 4 blm. 246

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang berlipat ganda dalam kehidupan dunia. Dan فيخف الثنات maksudnya azab yang berlipat ganda baik dalam kubur maupun setelah dibangkitkan kembali. أ

Selanjutnya, Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan ancaman yang mengerikan terhadap diri Nabi Muhammad saw. bila beliau mengikuti kemauan orang-orang kafir untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah

Adapun الضعفاد: Orang-orang yang lemah. Yakni, kata yag menyifati keadaan manusia pada waktu di padang mahsyar, seperti yang tertera di dalam firman-Nya, Dan mereka semuanya (di Padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab: "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. (Q.S. Ibrahim [14]: 21)

Adapun adh-dhufa' berarti orang orang yang lemah, yakni para pengikut ketika mempertanggung jawabkan amal perbuatannya kepada yang diikuti. Seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya: Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orangorang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab neraka?" (Q.S. Al-Mu'min [40]: 47)

Perihal ayat di atas, Imam Al-Maraghi mejelaskan bahwa الْصَعْفَاء, adalah lawan kata dari المُسْتَكُونُن, para pemimpin yang memegang kendali pemikiran di kalangan kaumnya, atau orang-orang yang sombong), adalah orang-orang lemah, yakı para pengikut dan orang-orang yang dipimpin. <sup>21</sup>

2. Ibid, plid 8 juz 24 hlm. 76.

Adapun مناعف, "melipatgandakan", yakni menyifati tentang ganjaran bagi yang berbuat baik dan siksa bagi yang tidak berbuat baik. Sebagaimana firman-Nya, والله يضاعف عن يشاء, Dan Allah melipatgandakan (ganjaran) kepada siapa yang dikehendaki. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 261)

Begitu pula firman-Nya, يَضَاعِفُ لَهُمْ الْعَدَابُ Siksaan itu *dilipatgandakan* kepada mereka. (Q.S. Huud [11]: 20)

Dhaa'afa dalam ayat tersebut adalah balasan berupa siksa bagi orang-orang yag menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok.

Firman-Nya, الله الذي خلفكم من ضعف ثم جعل من Allah, Dialah بنغي ضعف فود ثم جعل من بعد فود ضعفا وشيبة Allah, Dialah بang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 54)

Adh-Dha'fu dan adh-dhu'fu, mengandung makna kelemahan materi dan maknawi. Ada yang mengatakan, adh-dhu'fu, adalah kelemahan yang terdapat pada jasad (badan). Sedang adh-dha'fu, adalah kelemahan yang terjadi pada pendapat, akal pikiran dan jiwa. <sup>1</sup>

Adh-Dha'fu adalah lawan dari al-quwwah (kuat). Adh-Dhu'afaa' adalah kata dalam bentuk jamak dari dha'iif, 'lemah', yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas adalah lemah akal dan pikiran.

Firman-Nya, وَخَلِقَ الأَنْسَانَ صَعِيدًا Dan manusia dijadikan bersifat lemah. (Q.S. An-Nisa' [4]: 28) Yakni, kelemahan yang ada ada manusia karena diciptakan dari nutfah atau dari tanah, kedua di waktu masih berbentuk janin dan masa kanakkanan, dan ketiga setelah mengalami masa tua (syuyuuh). <sup>4)</sup> Sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman-Nya yang tertera pada surat Ar-Ruum [30]: 54 di atas.

Adapun firman-Nya, وَصِعْفُ النَّمَاتِ ثَمْ لَا تُجِدُ لُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (Q.S. Al-Isra' [17]: 75) Maka, *Dhi'fal hayaa*t, maksudnya ialah azab kehidupan dan azab kematian. أ

<sup>5</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 him. 154.



<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılıd 5 jüz 15 hiro. 76

<sup>1.</sup> Ibid, jibd 4 juz 10 hlm 29

<sup>2.</sup> Ar Raghib, Op. Cd.,, hlm 304.

<sup>3</sup> Tofen Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 him. 143

<sup>4</sup> Mu'jam Mufrodot Alfaozhil Qur'an, him. 304.



السنصفتين Orang-orang Adapun yang tertindas. Dari istadh'afa-yastadh'ifu, menunjukkan arti kelemahan pada fisik (tak berdaya, orang kecil). Seperti pada firman-Nya, Mereka yang : وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنْ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak. (Q.S. An-Nisa' [4]: 98)

Begitu pula yang tertera di dalam firman-. Kami adalah orang-orang كُنَا مُسْتَصَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ, Nya tertindas di negeri (Mekah), (Q.S. An-Nisa' [4]: 97)

## (ضَفَتُا) Dhightsan

Pirman-Nya, وخُذُ بيدك ضِعْتًا Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput). (Q.S. Shaad [38]: 44)

#### Keterangan

lmam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa حزمةً من الخشيش عنْ غيره adalah (الضغَّثُ), adalah , yakni seikat rumput kering, مُخْتَلَطَةُ الرَّطَبُ يَا الْيَاسِ atau tumbuhan lain yang dicampur dengan rumput kering. Yang asalnya ialah sesuatu yang kacau (asy-syai-ul mukhthalah), di antaranya adhghaatsu ahlaamin (mimpi yang kacau).11 Sebagaimana firman-Nya, قَانُوا أَصْفَاتُ آخَلُامِ: Mereka menjawab: "(itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong. (Q.S. Yusuf [12]: 44) (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 5) yakni, kata yang menunjukkan terhadap sesuatu yang tak berguna. Ibnu Al-Yazidi mengatakan, adh-dhightsu, adalah mil'ul-yadi minal-<u>h</u>atsisyi wa maa asybaha dzaalika, yakni tangan yang dipenuhi rumput kering atau yang sejenisnya.<sup>21</sup> Adh-Dhightsu jamaknya adhghaats. Dan adhghaatsu ahlaamin adalah mimpi yang kacau dan sulit ditakwil. 3

Sedangkan Imam Al-Maraghi menjelaskan, ialah seikat rumput kecil atau الضغث tumbuh-tumbuhan yang berbau harum. Orang mengatakan, حنص في بمينه: dia tidak menunaikan apa yang telah disumpahkan. 4

## (الصِفَادِغُ) Adh-Dhafaadi'u

Adh-Dhafaadi'u: Katak. Yakni, salah satu bentuk siksa yang diterima oleh kaum Nabi Musa. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 132)

4. Tofsir Al-Maraghi, plid 8 juz 23 him. 124.

## (ضَارٌّ وَ ضَلَالُهٌ) Dhallun wa Dhalaalatun

Firman-Nya, ثَالِلُهِ إِنْ كُنَا لَفِي صَلَالٍ مَبِينِ: "demí Allah: sungguh kami dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 97)

#### Keterangan

Di dalam Mu'iam disebutkan beberapa makna dari kata Adh-Dhalaal, artinya antara lain: 1) al-ghiyaab (lenyap), 2) al-halaak (celaka), 3) al-baathil (yang batil), 4) an-nisyaan (lupa), dan 5) keluar dari ialah yang lurus secara sengaja atau karena terlena, sedikit ataupun banyak. Dikatakan: هو المثلان إبن الثلال, yakni tidak dikenal (majhul) ayahnya, atau tidak diketahui siapa dia dan dari mana asalnya. Sedang adh-dhalaalah adalah kesesatan itu sendiri, dan meniti suatu jalan yang tidak dapat menyapaikan apa yang dicarinya. Dan dhalaalul 'amal berarti sia-sia, dan rusak amalnya.13

Adapun perihal ayat di atas adalah bentuk pengakuan Iblis untuk bersumpah menyesatkan hamba-hamba Allah, kecuali hamba-Nya yang ikhlas, dan juga sebagai bentuk pengakuan Iblis dan bala tentaranya ketika mereka saling bertengkar di dalam neraka dengan misi mempersekutukan Allah. Seperti dinyatakan: dan bala tentara iblis semuanya, "Demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam". (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 95-97)

Sedangkan, Dhalla syai-a, sebagaimana yang tersebut di dalam surat Thaaha ayat 52 ialah keliru tentang sesuatu ( .. لأيضل رني ولاينسي). dan tidak mendapat petunjuk kepadanya.21 Merupakan bantahan terhadap Fir'aun (yang dikemukakan oleh Musa a.s.) bahwa Tuhan tidak akan lupa tentang keadaan umat terdahulu. Semuanya telah tertulis pada sebuah kitab. Lihat ayat ke-51

Q.S. Thaaha) وأضل فرعون فومه ,Q.S. Thaaha [20]: 79) yakni, Fir'aun membawa kaumnya untuk menempuh suatu jalan yang menyebabkan mereka mendapat kerugian dalam urusan agama maupun dunia mereka, karena mereka

<sup>1.</sup> Shafwaatut Tafaasiir, jilid 3 hlm 57.

<sup>2.</sup> Gharribut-Qur'an wa Tafsuruhu , hlm. 85).

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bob dhot him 547.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dhat him 542-543

<sup>2.</sup> Enfair Al-Moraghi, plud 6 juz 16 hlm. 117.





ditenggelamkan di dalam laut dan dimasukkan kedalam neraka. 1

At-Tadhliil yang tertera di dalam firman-(Q.S. Al-Fiil [106]: 2) الم يجعل كيدهم في تصليل (Nya, الم يجعل كيدهم في تصليل ialah sia-sia tak berguna. Engkau mengatakan, بَصْلَتُ كَيْدِ فُلان jîka engkau halangi sabotasenya. المُعَلَّفُ كَيْدِ فُلان

Dan Fi-dhalaalika, yang tertera di dalam firman-Nya: قَالُوا ثَالِلُهِ آنِكَ لَفَي ضِلْالِكَ الْقَدِيمِ (Q.S. Yusuf [12]: 95) ialahkekeliruanmu; keterlaluanmudalam mencintai dan terus menerus menyebutnya. 3

Adh-Dhalluun, yang tertera di dalam .Q.S.) قال ومَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَة رَبُهِ إِلَّا الطِّيَالُّونِ ,firman-Nya Al-Hijr [15]: 56) ialah orang-orang kafir yang tidak mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala dan rahmat-Nya yang luas. 43

Dhalla, yang tertera di dalam firman-Nya: وإِذَا مُسَكِّمُ الضَّرِّ فِي الْبِحْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى (Q.S. Al-Israa' [17]: 67) الْبَرْ أَعْرَضِتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانَ كَفُورًا hilang dari ingatan.<sup>5</sup>1 Yakni, sibuk dan hanya memikirkan keselamatan dirinya. Yakni, tidak menghiraukan yang lain, karena sadar tidak ada yang menyelamatkan dirinya pada saat datangnya bahaya di lautan selain Allah Ta'ala.

Dhaalan fa-hadaa, yang tertera di dalam firman-Nya, ووجدات ضالًا فهدي (Q.S. Adh-Dhuhaa [93]: 7) maksudnya ialah dalam keadaan lalai dari syariat-syariat agama, kemudian Allah memberikan hidayah kepadamu. 6)

Dan :واغفر لإبي إنَّهُ كَانَ مِن الصَّالِينِ Firman-Nya, ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang yang sesat. (Q.S. Asy-Syu'araa [26]: 86) maka minadh-dhalliin maksudnya ialah ayah Ibrahim, Azar.

Sedangkan, Al-Mudhilliin ialah orang-orang yang menyesatkan. Sebagaimana firman-Nya, Dan tidaklah Aku akan وما كُنتُ مُتَّخِذُ الْمُصَلِّينِ عُصِدًا mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 52)

#### (ضُامرٌ) Dhaamirun

Dan : وَعَلَى كُلُ صَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلُ فَعَ عَمِيقٍ. Firman-Nya mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru. (Q.S. Al-Hajj [22]: 27)

Keterangan

Adh-dhaamir dalam ayat tersebut maknanya yang sedikit dagingnya. Dan dikatakan: جَمَلُ صَامِرٌو unta yang kurus). أا Jimam Al-Maraghi) فَاقَهُ مَهَامِرُوْ مَهَامِرُوْ menjelaskan bahwa Adh-Dhaamir ialah unta jantan maupun betina yang kurus dan kepayahan karena banyak mengadakan perjalanan.2]

Kata ini hanya dimuat sekali. "Unta yang kurus" menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jamaah haji.33

## (ضمّ Dhamma (ضمّ)

-Dan kepit واضعَمَ بُدك إلى جِناجِك . Dan kepit kanlah tanganmu ke ketiakmu. (Q.S. Thaaha [20]: 22)

Keterangan

Adh-Dhammu artinya menyatukan.⁴ Dan -dan *masuk* :واطَيْمُمْ إِلَيْكَ جَفَاحَكَ مِنْ الرَّهُبِ .firman-Nya kanlah kedua tanganmu (ke dada)mu bila ketakutan. (Q.S. Al-Qashaash [28]: 32)

## (ضَنْكاً) Dhanka

penghidupan yang :معنشة ضبكاً , Firman-Nya sempit. (Q.S. Thaaha [20]: 124)

Keterangan

Adh-Dhanka ialah kesempitan yang sangat. أمنزلة ضنك ; yang berarti منزلة ضنك ; yang berarti berarti,عنش طنئت ,berarti penghidupan yang menyesakkan.<sup>6)</sup> Salah satu kata yang dipakai dalam menyifati orang yang berpaling dari peringatan Allah Swt. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. (Q.S. Thaaha [20]: 124)

<sup>6</sup> Asy-Syaukam, Op. Cit., jilid 3 hlm 391; Mu'jam Al-Wosiith, juz 1 bab dhat him. \$45.



<sup>1.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm 134

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 241; Az-Zamakhsyari menjelaskan di dalam tafsımya, dikatakan kepada Amrul Qəis sebagər raja yang disia siəkan dar. tak berguna (al-molokir odh-doliil) karena telah meriyia-nyiakan kerajaan ayahnya dan tidak mengfungsikannya. Linat, Al-Kosysyoof, juz 4 film. 285

<sup>3</sup> *lbid*, plid 5 ruz 13 hlm, 37

<sup>4</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 film. 29.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 73.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 film.184; Az-Zamakhsyari menyebutkan datam kitabnya, bahwa Dhoolon adalah buta dalam pengetahuan syariat-syariat dan tidak ada jalan memperolehnya seperti perkataan andar apa yang anda ketahui tentang kitab (maksudnya, tidak ada yang membimbingnya) Lihat, Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 264.

<sup>1.</sup> Mo'jam Al-Wasiith, jut 1 bab dhot him. 543.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 6 juz 17 hlm. 106.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 985 him. 515.

<sup>4</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 6 juz 16 film. 104

<sup>5.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 157





## (ضنئنٌ) Dhaniin

Firman-Nya, ثونا هُوَ عَلَى الْفَوْبِ بِطَيْنِي Dan dia ثونا هُوَ عَلَى الْفَوْبِ بِطَيْنِ (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. (Q.S. At-Takwir [81]: 24)

Keterangan

Yakni, tidaklah dia bakhil *adh-dhannu* adalah bakhil terhadap sesuatu dirinya sendiri. Oleh karena itu dikatakan, علق مضنّة ومَضِنة وَفَلانُ ضِيقَ Yakni, dia menyendiri dengan sesuatu yang disimpannya.<sup>11</sup>

Terdapat dua baca seputar kata dhaniin. Qatadah menyatakan, Al-Qur'an adalah sesuatu yang ghaib, lalu Allah menurunkannya kepada Muhammad saw. dan beliau tidak bakhil terhadap manusia untuk menerangkan Al-Qur'an, Demikian pendapat Ikrimah dari Ibnu Zaid dengan menggunakan zha' (غار نقار).

Adapun dhanin (مبين dengan menggunakan dhat (ش), berarti "tertuduh". Menurut Sufyan bin Uyainah bahwa kata هنين adalah sama dengan yakni dusta atau jahat terhadap apa yang Allah turunkan padanya."

#### (ضباء) Dhaa-a

Firman-Nya, کُلُما أَضَاءَ لَهُمْ مَسُوا فَيهِ: Setiap kali kilat itu *menyinari* mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 20)

Keterangan

Dikatakan: ضياء الشَّيْن – ضَوَة وَ ضِياء, artinya menyinari, menerangi (anaara wa asyraqa). Dan أَضَاءُ الشَّيَّة, yakni menjadikannya bersinar. Adh-Dhau' lebih kuat dari an-nuur. Atau adh-dhau' adalah sinar yang muncul dari benda itu sendiri, misalnya dhau'usy-syamsi (sinar matahari), sedang an-nuur merupakan hasil dari benda lainnya (pantulan), seperti nuurul-qamar (cahaya rembulan).

تَقْلَمَا أَصَاءَتْ مَا خَوْلَةَ ذَهَبِ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ، Firman-Nya, Maka setelah api menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 17)

Firman-Nya, غَرْبِيَةٍ يِكَادُ رَبِهَا بَضِيءَ وَلَوْ لَم تَمَّسَيْنَةً yang minyaknya saja hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. (Q.S. An-Nuur [24]: 35)

### (ضبزَى) Dhiizay

Firman-Nya, نلك إِذَا فَسَمَةٌ ضِيرَى: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang adil. (Q.S. An-Najm [53]: 22)

Keterangan

Dhiizay: 'aujaa' (penyimpangan). المسلم Jimam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Dhaizay adalah جَائِزةٌ مَائِلَةٌ عن الْحق, yakni, menyimpang dari kebenaran. Dikatakan, مَسَازُ فِي الْحُكَمِ, yakni "menyimpang" (jaara). Dan perkataan, وَضَارَةُ حَقْهُ, yakni "ia telah mengurangi haknya" (habasahu). المعلمة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم

#### (ضَاعَ) Dhaa'a

Firman-Nya, اِنَّ الله لا يُضِيعَ أَجْرِ المُحْسِينِ: Sesungguhnya Allah tidak *menyia-nyiakan* pahala orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. At-Taubah [9]: 120)

Keterangan

Adhaa'ush-Shalaat maknanya mereka meninggalkan salat sama sekali. <sup>3</sup> Kata ini tertera di dalam firman-Nya: Maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan menuruti hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. (Q.S. Maryam [19]: 59)

## (ضَيْفٌ) Dhayfun

Firman-Nya, وَلَا يُعْرُونِ فِي صَيْنِهِ. Janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap *tamuku* ini. (Q.S. Huud [11]: 78)

Keterangan

Dhaifun ialah yang bertempat tinggal dirumah orang lain (tamu). Jamaknya أَضْيَافُ وَضْيَوْفُ Dan dhaifii (tamuku), pada ayat

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 304.

<sup>2.</sup> Tafsir Tuz 'Amma, (bnu Katsır, penerjemah: Farızal Tarmizi, hlm. 73, Cet ke-1, Syawal 1412/Januari 2001, Pustaka Azzam-Jakarta. Dhonun: orang yang sangat bakhil, atau bakhil untuk dimiya sendiri. Jamakinya :....i., Din ai Jiti., berarti yang buruk perangainya Mur'jom Al-Wasith, juz 1 bab dhot blm. 545; Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa bi-dhaniin: af-Muttohomu (yang tertuduh dustal), dan odh-dhoniin adalah yadhunnu bihi (menyemburyikan sesuatu) Lihat. Shahih Al-Bukhari, ilid 3 hlm. 223.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dhat him, 546.

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, yilid 3 hlm. 200.

<sup>2.</sup> *Shafwaatut-Tafaasiir*, <sub>P</sub>lid 3 hlm 272; di dalam *Mu'jam* disebutkan, Dzüza, berarti yang curang {al-lao-irah}. Dinyatakan: مَنْزُو صِيرًا, aitinya a'waj yakni zhalamahu (menyelewengkannya). Juga Al-Wosith, juz 1 bab dhat hlm. 547.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 66.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab dhot him \$47.



tersebut di atas maksudnya ialah tamu Ibrahim a.s.

### (ضَاقَ) Dhaaqa

Firman-Nya, وَتُعَدَّ نَعَلَمُ اللَّهِ مِعْمِقٌ صِدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. (Q.S. Al-Hijr [15]: 97)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Adh-Dhiqqu wa Adh-Dhayyiqu: (huruf ya'bisa memakai tasydid, atau tahlik): sebagaimana lafaz al-hiinu dan hayyinun, artinya sempit, lawan dari luas.<sup>1)</sup>

Adapun firman-Nya, فمن يردالله النهدية يشرخ صدره فيقا حرجاكانما يصنعند في السماء للاسلام ومن يردان يضله يجعل صدره ضيقًا حرجاكانما يصنعند في السماء (Q.S. Al-An'am [6]: 125). Maksudnya, orang-orang yang telah rusak fitrahnya karena syirik dan kotor jiwanya karena dosa-dosa dan kejahatan maka dadanya menjadi teramat sempit. Perumpamaannya, seperti orang yang naik ke lapisan langit tinggi di angkasa, ia akan merasa sesak yang teramat hebat menyerang napasnya. Maka tiap kali

ia naik ke angkasa yang lebih tinggi, maka kesesakan napas pun makin terasa, sehingga di saat mencapai lapisan tertinggi maka terasa olehnya kehampaan udara. Akibatnya ia tidak bisa lagi tinggal lebih lama di situ, dan kalau tetap memaksakan tinggal di sana ia akan mati karena tak bisa bernapas. <sup>1</sup>

Dan firman-Nya, وَهَا أَنْ جَاءَتْ رَسَلُنَا لُومَا سِيءَ بِهِمْ وَرَعَا (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 32) maka, dhaaqa bihi dzar'an ialah mereka tidak mampu mengatur urusan mereka. Dikatakan: مثال فَرَعُهُ وَ مُثَالِقُ مُهِمَ عَلَى التَّشِيرُ مُثَالِقًا مُنْ مُعَالِقًا مُنْ مُنْ الْمُثَنِينُ مُنَا وَمُنْ عَلَى الْمُثَنِينُ مُنَا وَمُنْ عَلَى المُثَنِينُ مُنْ مُنْ وَمُنْ عَلَى المُثَنِينُ بِمُ papbila dia mampu melaksanakan sesuatu. Serupa dengan ungkapan ini ialah رَضْهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ عَلَى المُثَنِينُ مُنْ المُنْ فَرَعُهُ وَمُنْ عَلَى المُعْمَى وَمُنْ وَمُنْ عَلَى المُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ عَلَى المُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ الْمُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُعْمَى المُعْمَى وَمُعْمَى المُعْمَى وَمُنْ وَمُعْمَى وَمُنْ وَمُنْ وَمُعْمَى وَمُنْ المُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمِمُ وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَعِمِي وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمَى وَمُعْمِعْمُ وَمُعْمُعُمُ وَمُعْمِعُمُ وَمُعْمِعُمُ وَمُعْمِعُمِعُمُ وَمُعْمُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُعُمُ وَمُعْمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُع

Sedangkan firman-Nya, وَاصْبِرُومَا صَبْرِكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَانَى مِنْ اَيْمَكُرُونَ (Q.S. An-Nahl [16]: 127) Maka, fii dhaiqin, dikatakan amrun dhaiqun (perkara yang menyesakkan dada, sempit). dan dhayyiqun seperti hainun dan hayyinun, lainun dan layyinun, maitun dan mayyitun.<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 25.







<sup>2.</sup> Ibid, elid 7 juz 20 hlm. 136.

<sup>3</sup> Shohih Al-Bukhari, jilid 3 nlm. 153.





(طُبَعَ) Thaba'a

Firman Allah Swt., بطنغ الله على كُلُنِ قَلْبِ نَتَكَبَر Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 35)

Keterangan

Ath-Thab'u 'alal qalbi maksudnya keadaan hati yang tidak mau menerima lagi sesuatu selain yang telah merasuk di dalamnya dan telah menguasainya, "terkunci". "Senada dengan ayat lain, كَذَلِك نَطَبُعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَنْيِينُ Demikianlah Kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Yunus [10]: 74)

Maka thaba'allaahu 'alaa quluubi, maksudnya ialah menguncinya sehingga kebaikan tidak menghampirinya. Dan dikatakan: طبع الشَّيْن و عليه. Yakni menutupnya dengan rapat. <sup>21</sup>

Sebagai bagian dari suatu istilah ath-Thab'u (الطنية) adalah al-khalqu. Dalam Ilmu jiwa didefinisikan dengan kumpulan yang menerangkan aktifitas batin dan tingkah laku yang darinya dapat memberi kesan yang memisahkan ciri seseorang dari lainnya.

Thaba'a sebagaimana di atas disebut dengan mentalitas. 41 Sedangkan mentalitas dalam Al-Qur'an mencakup: a) Orang musyrik: melecehkan rasul dan agama Tuhan; mereka tidak percaya terhadap hari akhir; mengandalkan kepercayaan agama nenek moyang; b) Yahudi: gemar mengubah, mengacak-acak hukum-hukum Allah dan menyembunyikannya; menerima keyakinan hanya dari golongannya begitu juga kaum Nasrani; c) Munafik: suka berpindah-pindah dalam keyakinannya, tidak punya ketetapan hati (mudzabdzab); mencari yang lebih meng-

untungkan dirinya secara materi; malas beribadah.

Kata thaba'a hanya berkaitan dengan keburukan suatu tingkah laku sehingga dalam beberapa ayat kerap dijadikan sebagai vonis tertutupnya kebenaran di hati orang-orang yang bertabi'at sebagaimana yang tersebut dalam ciri-ciri di atas. Dan thaba'a yang digunakan sebagai vonis kafir dan sebagainya tergantung dari ilmu dan cara pandangnya terhadap agama. Baca Ilmu.

### (طَبَقًا) Thabaqan

Firman-Nya, ئاتركان طبقا عن طبق Sesungguhnya kamu *melalui tingkat demi tingkat* dalam kehidupan. (Q.S. Al-Insyiqaq [84]: 19)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الطبق adalah al-<u>h</u>aolul-muthaabiqu li-ghairi-ha, yakni "masa atau tingkatan yang saling bersamaan antara satu dengan lainnya". Penyair Aqra Ibnu Habis mengatakan:

إِنِّي أَمَرُوا خَلَيَتِ الْدَهْرُ أَشْطَرَهُ

و ساقني طبق منه إلى طبق

"Aku seorang yang telah memakan asam garam zaman, masa demi masa telah kualami"."<sup>1</sup>

#### (طعًا) Tha<u>ha</u>a

Firman-Nya, وَالْرُضِ وَمَا مَلْحَامَا : Dan bumi serta penghamparannya. (Q.S. Asy-Syams [91]: 6)

Mentaktas didefinisikan dengan "keadaan dan aktifitas jiwa , cara berpikir dan berperasaan". Balai Pustaka, Kamus Besor Bahasa Indonesia, entri mentalitas, hlm. 733, Cetakan Keriga, tahun 2002-Jakarta



Al-Maraghi, Op. Cit., Jilid 10 juz 30 hfm. 19; Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa thoboqon 'on thoboqin ialah pergantian dari masingmasing keadaan, maksudnya satu keadaan menyesuaikan keadaan yang lainnya dalam hal kedasyatannya. Al-Kasysyoof, juz 4 hfm. 236.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 139; lihat surat Yunus (10);

<sup>2.</sup> Mu jom Al-Wosiith, juz 2 bab tha' hlm. S49

<sup>3.</sup> Ibid. juz 2 hlm. 550





Keterangan

Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Thahaa-ha maknanya dahaaha (menghamparkannya). "Dan, Thaahal-ardha: bumi dihamparkan dan menjadikannya sebagai alas. "Al-Farra' mengatakan bahwa علقه dan نحاها ملحة maknanya sama (al-basthu, hamparan). "

## (طُرِيَاً) Thariyyan

Di dalam Mu'jam dinyatakan: مطرى طراؤة وطراءة الماكلي. طراؤة وطراءة الماكلي. Bila dalam keadaan segar dan empuk. Sedang, الماكلية , yakni, menjadi segar (shaara thariyyan). الإنجاب Kata thariyyan berkenaan dengan kondisi daging. Yakni, daging yang segar; dan menurut A. Hassan dalam Tafsirnya, thariyyan diartikan dengan lembut. الإنجاب الماكلية Yakni, daging yang berasal dari hewan laut yang lembut. Yang menurut ayatnya dinyatakan المنافذة Daging yang segar. (Q.S. An-Nahl [16]: 14) (Q.S. Fathir [35]: 12)

## (طَرَحَ) Thara<u>h</u>a

Firman-Nya, اَفْتَلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ Bunuhlah Yusuf atau buanglah ke daerah (yang tidak dikenal). (Q.S. Yusuf [12]: 9)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, الفلخ adalah melemparkan sesuatu dan membuangnya (ramyusy-syai-a wa ilqaa'uhu). Dan ath-thuruuh adalah tempat yang jauh (al-makaanul-ba'iid). Dan ath-thirhulmathruuh, yakni yang jauh tertinggal disebabkan kurang perbekalannya (persiapannya).

## (طُرَدَ) Tharada

Firman-Nya, وَمَا أَنَا بِطَارِدِ التَّوْمِنِينَ. Dan aku sekali-kali tidak akan *mengusir* orang-orang yang beriman. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 114)

Keterangan

Ath-Thardu ialah menjauhkan atas dasar menakut-nakuti (al-iz'aaj wal-ib'aad 'ala sabiilil-istikhfaaf). Dikatakan طَرَيْقَة (aku telah menyingkirkannya). Dan dikatakan, وَطَرُوهُ السُّلَطَانُ , apabila sultan mengusirnya dari negerinya dan memerintahkan agar dijauhkan dari tempat tinggalnya. أ

### (طُرِفَ) Tharafa

Firman-Nya, نِنَطَرُونَ مِنَ طَرَفِ خَفِيَ Mereka melihat dengan *pandangan* yang lesu. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 45)

Keterangan

Dikatakan: طَرَفَ عَيْنَهُ اثْنَال, berarti buta tentang kebenaran (*a'maahu 'anil-<u>h</u>aqqi*).<sup>2]</sup>

Makna yang tumbuh dari kata *tharafa* di antaranya:

- Kedipan, misalnya, أنا ءابيك بِه قَبْل أَنْ يَرْبُدُ إِلَيْكَ طَرْفُك. (Q.S. An-Naml [27]: 40) maka ath-tharfu ialah menggerakkan kelopak mata. Yang dimaksud ialah kecepatan yang hebat. <sup>3</sup>
- Membinasakan, misalnya, نَفْفُون (Allah menolong kamu dalam perang badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 127)

Dalam ayat tersebut, Allah menggunakan istilah *tharfan* (ujung tombak pasukan), karena mereka lebih dekat kepada orangorang mukmin dalam peperangan dari pada mereka yang berada di tengah barisan.<sup>4</sup>

 Tepi, pinggiran, yang merujuk pada waktu. Misalnya, وَأَفِم الصَّلاةَ طَرْقِ النَّهارِ: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang. (Q.S. Huud [11]: 115)

## (طُرِيْقٌ) Thariiqun

Firman-Nya, طَرِيْقُ مُسَتَقِيْمٌ: Jalan yang lurus. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 30)

Keterangan

Di dalam *Mu'jam* disebutkan makna kata thaariq: a) as-siirah (perjalanan hidup); b) al-madzhab (jalan pemikiran, akidah); c) al-manzilah (kedudukan).<sup>51</sup>



<sup>1</sup> Shohih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 225

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 184, Dikatakan نافار berarti tempat yang luas terhampar. Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab thoʻhlm.

Demikian juga menurut Al-Azhari bahwa oth-thohwu adalah oldohwu, yakni ol-basthu (hamparan). Dikatakan: بسطة متحوا ومتحوا متحوا ومتحوا المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود المتحود

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm. 556.

<sup>5.</sup> A. Hassan, Tofsir Al-Furgon, Surat an-Nahl ayat 14.

<sup>6.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 311; lihat juga, Shofwootut-Tafaasiir, jilid 2 hlm. 41.

<sup>1.</sup> *Ibid*, hlm. 311

<sup>2.</sup> Ma'jam Al-Wasith, juz 2 bəb thə' hlm. 555; Fathul Qadiir jilid 5 hlm. 141.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 139.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 60.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab tho' him. 556.





Adapun thariiqun mustaqiim pada ayat di atas adalah Al-Qur'an. Arti selengkapnya: mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang memimpin kepada kebenaran dan jalan yang lurus". (Q.S. [46]: 30)

Selanjutnya, kata mustaqiim tidak disebutkan selain merujuk kepada Al-Qur'an, dan kata ash-shiraath para nabi dan rasul Tuhan (Allah Swt.). baca Shiraath, Mustaqiim.

Makna thaariq dengan kedudukan (almazilah), misalnya نَوْنَدُهُنَا بِطَرِهْتِكُمُ النَّالِي: Kedudukan kamu. Sebagaimana firman-Nya, نَوْنَدُهُنَا بِطَرِهْتِكُمُ النَّالِي: Hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. (Q.S. Thaaha [20]: 63) Maksudnya, kedatangan Musa a.s. dan Harun a.s. ke Mesir itu ialah hendak menggantikan kamu sebagai penguasa Mesir. Sebagian ahli tafsir mengartikan "thariqa" di sini dengan keyakinan agama. 11

#### (الطَّارِقُ) Ath-Thaariq

Firman-Nya, وَمَا أَذُراكُ مَا الطَّارِةُ (Q.S. Ath-Thaariq [87]: 2). Mereka mengatakan, "Tahukah anda tentang bintang-bintang tersebut atau tahukah anda akan hakikat bintang-bintang tersebut?" Kata-kata semacam ini lazim dipakai orang Arab untuk mengatakan sesuatu yang agung. Oleh karena besarnya perkara tersebut seolah-olah tidak mungkin dikuasai dan diketahui hakikatnya.<sup>2)</sup> Maka الطابق adalah bintang-bintang yang datang di waktu malam. Yakni an-najmutstaaqib (bintang yang cahayanya menembus di malam hari), yakni ditafsirkan oleh ayat yang ketiga.

Al-Farra' mengatakan *ath-thaariqun-najm* karena kemunculannya di malam hari; dan apa yang datang kepada anda di malam hari maka disebut *ath-thaariq*. Sedangkan asal الطاؤق (lembut), lalu dinamakan tengah malam dengan علوف untuk dalam menyampaikan kesunyian.

Ath-Tharaa-iq (الطُرَابِق) adalah tingkatantingkatan yang melapisi antara satu dengan lainnya. <sup>11</sup>Di antaranya adalah langit, misalnya: وَلَقَدُ Dan Kami telah menciptakan atas kamu tujuh buah jalan. (tujuh buah langit). (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 17)

Maka Saba'a tharaa-iq ialah sab'a samaawaat (tujuh langit). Ath-Tharaa-iq (langit), bentuk tungalnya ialah thariiqah, yakni sebagiannya dilapiskan di atas sebagian yang lain; berasal dari perkataan مَرِقَ يَيْنَ النَّوْنِيَّنِ, yang berarti dia mengenakan pakaian dilapisi dengan pakaian yang lain. 3

#### (طس) Tha-Sin

Tha-Sin: Huruf-huruf yang terpotong-potong (Akhraaful-Muqaththa'ah). (Q.S. An-Nami [27]: 1)

### (طسم Tha-Sin-Mim

Tha-Sin-Mim: Huruf-huruf yang terpotong-potong (Akhraaful-Muqaththa'ah). (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 1) (Q.S. Al-Qashash [28]: 1)

#### (طُعَامًا) Tha'aaman

Firman-Nya, قَالَيْنَطُرْ أَيُّهَا أَرَى طَمَامًا: dan hendaklah dia lihat manakah *makanan* yang lebih baik. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 19)

#### Keterangan

Dikatakan, مُعِمَّ الشَّيْنَ يَطَعَمُهُ, artinya merasakan rasa sesuatu, kemudian digunakan dalam arti mencicipi rasa sesuatu dari makanan dan minuman. <sup>4</sup>

Ath-Tha'aam adalah setiap yang dimakan yang dengannya tubuh dapat tegak. Dan jamaknya أعليه . Dan tha'aamul-baḥri adalah sesuatu yang didapat dari air misalnya ikan (as-samak) dan termasuk didalamnya berupa binatang laut. Yakni, apa-apa yang dapat dirasakan baik berupa makanan ataupun minuman. <sup>5]</sup>

Adapun *Ath-Tha'aam* yang tertera di dalam وَإِذَ قُلْتُمْ بِامُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرِ عَلَى} Surat Al-Baqarah ayat 61

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki no. 930 hlm. 482.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maroghi, plid 10 yuz 30 hlm. 110

<sup>3.</sup> Asy-Syaukani, Fathul Qadiir, jilid 5 hlim 418.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasilth, juz 2 bab tha' hlm. 556.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 166.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 12.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 20.

S. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm. 557.



dinyatakan dalam satu makanan, sebab keduanya adalah makanan utama sehari-hari. Kepada orang yang selalu menyediakan makanan yang tetap dan tidak pernah berganti menu, orang-orang Arab biasa mengatakan demikian: "ia selalu memakan makanan yang sama (satu jenis makanan)". <sup>1</sup>

Kata ath-tha'am disamping mempunyai arti "makan", ath-thaam juga berarti "minum". Merilis definisi kata tha'am. Abdul Qadir Hassan menjelaskan bahwa ath-tha'aam ialah الشرب "nama yang mencakup untuk semua sesuatu yang dimakan dan terkadang dipergunakan untuk arti minum". Seperti peristiwa yang dialami Thalut dan tentaranya: وَمَنْ الشَرْفِ عُرْفَةُ بِينِهِ وَمَنْ الْمُرْفَةُ بِينِهِ لَلْأَمْنِ اغْرُقَ غُرِفَةً بِينِهِ وَمَنْ المُرْفَةُ مِنْهِ الْأَمْنِ اغْرُقَ غُرِفَةً بِينِهِ وَمَنْ المُرْفَةُ مِنْهِ الْأَمْنِ اغْرُقَ غُرِفَةً بِينِهِ وَمَنْ المُرْفَعُ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ المُنْوَقَ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ المُنْوَالِهُ عَلَى المُنْوَالِهُ عَلَى المُرْفَةُ مِنْهُ الْأَمْنِ اغْرُقَ غُرِفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرُقَ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرُقَ غُرِفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرُقَ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرُقَ أُولِهُ اغْرَقَ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرُقَ أُولِهُ اغْرَقَ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ عُرْفَةً بِينِهِ وَمَنْ اغْرَقَ أُولُهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اعْلَى المُسْرَاقِ المُعْرَقَةً عَلَى المُسْرَاقِ المُعْرَقِعُ عَلَى المُعْرَقَةً عَلَى المُسْرَقَ اغْرَقَ أُولَةً المُعْرِقَةً عَلَيْكُونَ أُولِهُ اغْرَقَهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَعُ المُعْرَقِ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ الْعُرِقَ أُولِهُ اغْرَقُولُهُ اغْرَقَعُ الْعُرِقُ اغْرَقُ اغْرَقُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقَ أُولِهُ اغْرَقُ أُولِهُ اغْرَقُ أُولِهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اغْرَقُ أُولُولُهُ اللّهُ اعْرَقَ أُولُولُهُ اللّهُ اعْرَقُ أُولُهُ اغْرَقُ أُولُهُ اغْرُقُ أُولُهُ اغْرَقُ اغْرَقُ أُولُهُ اغْرُقُ أُولُولُهُ اغْرُقُ أُولُولُهُ اغْرُقُ أُولُهُ اغْرُقُ أُولُولُهُ اغْرُقُ أُلْهُ اغْرُقُ أُولُهُ اغْرُقُولُهُ اغْرُقُ أُولُهُ اغْرُقُ أُولُهُ اغْرُقُ أُولُولُهُ اغْرُقُ أُولُولُهُ اغْرُقُ أُولُهُ اغْرُقُ أُلِهُ اغْرُقُ أُلْهُ اغْرُقُ أُولُهُ اغْرُقُولُهُ اغْلُولُهُ اغْرُقُ أُلِهُ اغْلُولُهُ اغْرُل

#### (طُعَنَ) Tha'ana

Firman-Nya, طَعْتُواْ فِي دِيْنِكُمْ . Mereka *mencerca* agamamu (Q.S. At-Taubah [9]: [12])

Keterangan

Dikatakan: كانت وطعانا المسانه، أو بقوله - طنكا وطعانا (menggunjing/memfitnah, mencela, dan menghalang-halanginya). Dan مراحد وعابة واعترض عليه (menggunjing/memfitnah, mencela, dan menghalang-halanginya). Dan kehormatannya, pendapatnya, dan tentang hukumnya). المحافظة المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المستنهم والمبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المبالك المب

## (طَاغَى) Thaaghay

Firman-Nya, ناخى نئاء: Air yang telah naik ke gunung (Q.S. Al-<u>H</u>aqqah [69]: 11)

Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa Ibnu جَاوَرُ yakni, طَغَي يَطَغَي طَغَيًا وَيَطْغُوْ طُغْيَانًا Saídah berkata: جَاوَرُ أَ الْفَدَرِوَارْتَفَعُ وَغُلَاقِ الْكُفْرِ (melewati ukuran dan naik dan bangga di dalam kekufuran). ال

Lafaz الطَّغُونُ adalah setiap sesuatu yang menunjukkan kepada pangkal dalam kesesatan dengan cara memalingkan dari jalan kebaikan. Menurut Al-Laits ta' pada lafaz tersebut adalah zaidah (tambahan) yang terambil dari عند sedang menurut Ibnu Ishaq setiap yang disembah selain Allah Swt. disebut jibt dan thaghuut. Dan sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa aljibt dan ath-thaghut maksudnya adalah Huyyai bin Akhthab dan Ka'ab bin Al-Asyraf keduanya orang Yahudi. Sedang menurut Ibnul 'Arabi aljibt adalah pemimpin Yahudi sedang ath-thaghut adalah pemimpin Nasrani.

Ath-Thughwaa dan ath-thughyaan adalah melanggar ketentuan dan melampaui batas. المُعَاوَرُهُ اللّٰهِ. Di antaranya (مُعَاوَرُهُ اللّٰهِ (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 11), yakni air tersebut naik dan melebihi ukuran sebagaimana ukuran pada tempat penyimpanan air (waduk). Dan Fir'aun dinyatakan: إِنَّهُ عَلَيْهُ (Q.S. Thaha [20]: 24), yakni melebihi batas terhadap klaim dirinya ketika mengatakan, انَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (Q.S. An-Naazi'at [79]: 23).

Di beberapa ayat disebutkan kata *thaghay*, thugyaan, dengan makna sebagai berikut:

- 1) Dengan makna "sesat", misalnya, قِ طَعْيَاتِهِمُ يَعْمَهُونَ mereka terombang-ambing dalam kesesatan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 15)
- Dengan makna "durhaka", misalnya, فنا يَزِيْدُهُمْ Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. (Q.S. Al-Isra' [17]: 60)
- 3) Dengan makna "takabbur", "membangkang", misalnya kata *Yathgha* yang tertera di dalam surat Al-'Alaq [96]: 6 (كلابان الإنسان ليطنى), yang berarti takabbur dan membangkang.<sup>5</sup>
- Dengan makna "melampaui batas", misalnya Wala tathghau fiihi, artinya maka janganlah kalian mengambil tanpa hajat.
   Seperti

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 film. 130.

Dikutip dari Kata Berjowab, Abdul Qadir Hasan, Lain-lain masalah, Bab: Minum di rumah kematian, jilid II hlm. 767-768, Pustaka Progresif-Surabaya

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab tha' him. 558.

<sup>1</sup> Ibnu Manzhur, Lisoanul 'Arab, jilid 15 hlm. 9 maddah 👍 L

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm. 558

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 184

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 146.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 201.

tbid, już 2 bab tha' hlm. 558.



firman-Nya, الأعطاء إلى الميزان Supaya kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu. (Q.S. Thaaha [20]: 81); begitu juga firman-Nya, اعد المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا

Sedang الطّاغين adalah orang-orang yang melampaui batas. Seperti firman-Nya, المائغين مابا Neraka jahannam itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampau batas. (Q.S. An-Naba' [78]: 22)

Firman-Nya, مازاخ البصر وماطغى Tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak (pula) melampauinya. (Q.S. An-Najm [53]: 17) Ayat ini berbicara perihal kejadian Muhammad melihat jibril di Sidratul Muntaha. (ayat 16)

## (الطَّاغِيَة) Ath-Thaaghiyah

Ath-Thaaghiyah adalah teriakan melengking yang membuat mereka terdiam, membisu dan goncangan dahsyat yang membuat mereka diam tak bergerak lagi. المنافذة المنافذة عنافلكوا بالطانية Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa, (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 5)

Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa *Ath-thaaghiyah*, maka *ta'* pada lafaz tersebut menunjukkan *mubalaghah* (arti sangat), yang demikian itu dikarenakan mereka banyak melakukan kezaliman dan penentangan.<sup>2</sup>]

## (طَفَئَ) Thafa-a

Firman-Nya, زَيْنُوْنَ لَيْطَفِئُوْا نُوْرَالِله بِأَقْوَامِيمَ Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan) mereka. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 8) (Q.S. At-Taubah [9]: 33)

Keterangan

Dikatakan: أَطَفَا النَّارَ اوِالْقِنَاةُ وَنَعُوْهُمَا, yang berarti menyulutnya (a<u>h</u>madaha).<sup>3)</sup>

## (طَفِقَ) Thafaqa

نَّوْمُلْفِقًا يِخْمِيقَانَ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ,Firman-Nya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 22) (Q.S. Thaaha [20]: 121)

Keterangan

Bunyi ayat Thafiqa yakhsyhifaani maksudnya mereka segera melekatkan daun pohon Tin untuk menutup auratnya. <sup>1</sup> Menurut Al-Farra' makna thafaqaa menurut orang Arab adalah aqbalaa (keduanya mendapati). Dan dikatakan keduanya menjadikan daun sebagai penutupnya. <sup>2</sup>

Dan, Thafiqa berarti memulai suatu pekerjaan, seperti firman-Nya, وَالْأَعْنَاقِ كُطُهُقَ مُسْخًا بِالسُّوقِ: "Lalu ia potong kaki dan tangannya. (Q.S. Shaad [38]: 33) Yakni mereka memulai memotongnya dimulai dari kaki lalu tangan. Sedang Thafaqan sendiri yang berarti qashdan (sengaja) adalah lughat Romawi. "Yakni mereka melakukannya secara sengaja.

### (اَلطَفُلُ) Ath-Thiflu

الْجِنْفُلُ وَالْجِنْفُلُهُ الْمُعْنِيْنَ لَهُ keduanya menunjukkan arti "kecil" (الْصَغَيْزَان). Dan yang kecil dari segala sesuatu dapat dinyatakan dengan أَلْجَنُونَا وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَّفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطَفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونِةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُفُونَةُ وَالطُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالْعُلَاقُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالْعُلَاقُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالْمُعُلِقُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ وَلَائِهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ وَالطُونَاءُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ والطُونَاءُ وَالطُونَاءُ واللّهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَالْمُؤْلِقُونَاءُ والطُونَاءُ واللّهُ اللّهُ الْعُلَالِقُونَاءُ والطُونَاءُ والطُونَاءُ واللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## (طَلَبَ) Thalaba

Firman-Nya, نَعْمَي اللَيْنَ النَّانَ بِطَلْبَهُ خَيْبًا Dia menutupkan malam kepada siang yang *mengikuti*nya dengan cepat. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 54)

Keterangan

Bahwa dijelaskan, طُنب (مُلْبَه) طِنبُ. yakni, semangat memerolehnya atau mendengarkannya dengan serius, memperhatikannya. Dan dikatakan, طُلْب لَهُ شَيْنًا وَ النّه كَذَا Berarti menanyakan kepadanya. *Ath-Thilbu* (dengan dikasrahkan tha'nya), berarti al-mathluub. Dikatakan: هِنَ طِلْبُ

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 134

<sup>2.</sup> Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 793.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm. 559

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm 157

<sup>2.</sup> Fathul Qadir jilrd 3 hlm 390.

<sup>3.</sup> Al-Burhan fii 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 87.



فلان, apabila ia condong kepadanya, tertarik. Dan jamaknya أَمَطُلاتُ وَطَلْنَهُ أَعْلَاتُهُ أَعْلَاتُهُ أَعْلَاتُهُ أَعْلَاتُهُ أَعْلَاتُهُ أَعْلَاتُهُ أَعْلَا

Dan firman-Nya, أَوْ يُصَبِعَ مَاوْمًا عَوْرًا فَلَنَ تَسْتَطِيعَ لَهُ , Dan firman-Nya Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat *menemukannya* lagi. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 41)

Maksudnya, berbuat dan bergerak untuk mengembalikan air yang telah surut itu.<sup>2]</sup>

Sedangkan sesuatu yang disembah dan yang menyembah, dinyatakan dengan: الطَّابِة, seperti yang tertera di dalam firman-Nya: Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. (Q.S. Al-Hajj [22]: 73)

## (طلُّحٌ) Thalhun

Firman-Nya, طلح منظود dan pohon pisang yang bersusun-susun. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 29) Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *Thal<u>h</u>un*, adalah pohon pisang yang tersusun buahnya dari bawah sampai ke atas, sehingga tidak ada batang buahnya yang kelihatan. <sup>3</sup>

## Thala'a (طَلَعُ) ~ Taththali'u (تُطَّلِعُ) Muththali'un (مُطَّلُعُونَ)

Firman-Nya, فَاصَلُعُ إِلَى إِلِهِ مُوسَى Supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Arti selengkapnya: Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu itu, (yaitu) pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta". (Q.S. Al-Mu'min [40]: 36-37)

#### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan, مَطْلَوْعَا وَ (matahari terbit). Dan مَطْلَعًا adalah tempat munculnya. Dan darinya dipinjam "menjenguk", sebagaimana dikatakan: الله عَلَيْنَا فَالنَّ وَاطُلَع (si fulan menjenguk/menengok keberadaan kami). Misalnya kata مُطْلَعٌ, "terbit", yang dinyatakan: مَنْ مَطْلَعُ Malam itu (penuh) kesejahteraan hingga terbit fajar. (Q.S. Al-Qadr [97]: 5)1

Adapun ath-thali'al-ghalb: اَطُلُع الْغَيْبَ أَمِ الْخَذ (Q.S. Maryam [19]: 78) berasal dari kata mereka مِثَدُ الرُّحْمَنِ عَهْدًا, yang berarti dia naik ke puncak gunung; yakni apakah tampak baginya pengetahuan tentang yang ghaib?<sup>2</sup>]

Sedangkan مُطْلِغُونِ berarti meninjau. Seperti firman-Nya, قَالَ مَنْ أَنْتُمْ مُطْلِغُونِ: Berkata (pulalah) ia: "Maukah kamu meninjau temanku?" (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 55)

Dan, taththali'u 'alal-af-idah yang tertera di dalam firman-Nya, نَازُ الله الْمُوْمَدُهُ(١)الَّتِي نَطْلَعْ عَلَى (Q.S. Al-Humazah [104]: 6-7) maksudnya, membakar hingga masuk ke rongga hati dan menghanguskannya.<sup>3</sup>

## (طَلُعٌ) Thal'un

Firman-Nya, تَطْلُعُهُا كَأَنُهُ رُغُوسَ الشَّيَاطِينِ Mayangnya seperti kepala-kepala setan. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 65)

#### Keterangan

Yakni, mayang pohon zaqqum, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya: Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar dasar neraka jahim. (ayat ke-63-64)

## (طَلْعٌ نَضِيدٌ) Thal'un Nadhiid

Firman-Nya, وَالنَّحُلُ بَاسِمَاتٍ لَهَا طَلَّعٌ نَضِيدٌ Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. (Q.S. Qaaf [50]: 10)

#### Keterangan

imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الطقن adalah mayang yang tumbuh dan menjadi balkh,



<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tho' hlm. 561; dan yang termasuk kategori arti "mencarı" dari kata thalaba itu sendiri, menurut Ats-Tsa'alabi di antaranya adalah, yakni mencarı keridaan, kebaikan, kemudahan, dan idak boleh dikatakan: نوخر إسلامه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 147.

<sup>1</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 315.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 80.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 10 juz 30 hlm 238.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kemudian menjadi *ruthab*, dan akhirnya menjadi buah kurma.<sup>1)</sup> Dan di dalam surat Al-A'aam ayat 99, beliau menjelaskan pula bahwa *ath-Thal'u*, ialah yang pertama-tama tampak dari bunganya, sebelum tutupnya terlepas.<sup>2)</sup>

## (اَلَطَلاَقَ) Ath-Thalaaq

Firman-Nya, وَلِلْمُطَلِّفَاتِ مِنَاعَ Kepada *wanitawanita yang diceraikan* (hendaklah) diberikan oleh suaminya mut'ah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 241)

#### Keterangan

Ath-Thalaq bermakna at-tathliiq yang artinya "talak atau cerai". Seperti kata as-salaam yang berarti at-tasliim. Ath-Thalaq menurut bahasa adalah melepaskan ikatan (izaalatul-qaid wat-takhliyyah), dan menurut syara' "hilangnya hak milik untuk mencampurinya (an-nikaah)". 41

Sedang Al-Muthallaqaat yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 (والمُطْلَقَاتُ وَالْرَبُمِينَ) maksudnya ialah istri-istri yang ditalak dan diperbolehkan kawin lagi setelah habis masa menunggu dan sudah pernah haid. Sebab, haid merupakan pertanda bahwa seorang wanita sudah siap untuk dibuahi dan pembuahan inilah yang menjadi maksud utama perkawinan. <sup>5)</sup> Baca 'Iddah.

#### (طَانًا) Thallun

Firman-Nya, قَانِ لَم يَصِيهَا وَإِلَىٰ فَطَلَّ Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka *hujan gerimis* (pun memadai). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 265)

#### Keterangan

Kata ini hanya dimuat satu kali. *ath-thallu* adalah hujan-rintik-rintik.<sup>6)</sup>

### (طَمَثُ) Thamatsa

فِهِنَ قَاصِراتَ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْسَ قِبَلَهُمْ . Firman-Nya تَوْلُ جَانٌ Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari وَلَا جَانٌ

1. Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm 153-154.

yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 56)

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa أنطنت, pada asalnya berarti "keluarnya darah". Sedang yang dimaksud ayat ini adalah 'mendekati . bidadari-bidadari itu'.<sup>1]</sup>

## (طَمَس) Thamasa

Firman-Nya, زَنِنَا اطمئ عَلَى أَمُوَالِهِمْ: Ya Tuhan kami, *binasakanlah* harta benda mereka. (Q.S. Yunus [10]: 88)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa idzhaabusy-Syai' wa atsarahu jumlatan ka-annahu lam yujad, artinya hilangnya sesuatu dan jejaknya sekaligus, seakan-akan ia belum pernah ada. <sup>21</sup> Yakni, أنطئن dimaksudkan menghilangkan jejak dan bekas dengan cara menghapus. Dan, طمشنا على أغنيهم (Q.S. Al-Qamar [54]: 37) berarti "Kami tutup mata mereka sehingga tidak bisa melihat sesuatu pun". <sup>31</sup>

Dan, thumisat yang tertera di dalam firman-Nya, فَإِذَا النَّحُومُ طَبِسَتَ Apabila bintang-bintang telah dihapuskan. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 8) maksudnya dipudarkan dan dilenyapkan cahayanya.

## (طَمَعًا) Thama'a

Firman-Nya, هُوَالَّذِي يُرِكُمُ الْبُرَقَ خَوْفًا وَطَفَعًا. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 12)

#### Keterangan

Thama'an maksudnya raja', "harapan yang kuat", lawan dari khauf (khawatir, takut). Disebutkan: مُنْيِهُ, وَ بِهِ- طَمْعًا وَطَمَاعًا وَ طَمَاعِيْهُ, yakni

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Jilid 8 Juz 23 hlm 24. طبس :A tbid, Jilid 10 juz 29 hlm. 179; di dalam Mu'jam dinyatakan طبس كالمدن التيرة التي المدنية المدالة المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية والمدنية والمدنية والمدنية والمدنية والمدنية المدنية والمدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية ا



<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm, 196

<sup>3. (</sup>bid, jihd 1 juz 2 hlm. 169.

<sup>4</sup> Kitab At-Ta'riifaat, bab tha' hlm. 141: Subulus-Salaam, juz 3 hlm. 168, Ath-Tholoag berarti ath-tothliig (lepas). Dan menurut syara' melepaskan ikatan nikah yang terjalin diantara dua pasangan (suami istri) dengan lafaz-lafaz khusus. Lihat, Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm 563.

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jihd 1 juz 2 hlm. 163

<sup>6.</sup> thư, Jilid 1 Juz 3 hlm, 36; Dan *ath thailu* juga berarti العَمَّة (kebaikan yang menakjubkan dari trap-trap sesualu) المُعَمَّة (kebaikan yang menakjubkan dari trap-trap sesualu) المُعَمَّة (Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab tho' hlm. 564.

<sup>1.</sup> *Tafsır Al-Moroghi*, jilid 9 juz 27 him. 123; dikatakan: مُلِّمَتُ الْجَارِيَة apabila *iftoroo'aha* (hilang keperawanannya). *Fathul Qadiir*, jilid 5 him 141.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 21.



cenderungkepadanyadanmencintainya(istahaahu wa raghiba fiihi). الله Misalnya bunyi ayat, إِن الْقَيْنَ Jika kamu (istri-istri Nabi) bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 32); begitu juga firman-Nya, وَالْذِي نَطْنَعْ وَلَيْ خَطِينَيْ يَوْمُ النّيْنِ (النّيْنِ نَطْنَعْ خَطِينَيْ يَوْمُ النّيْنِ (Q.S. Al-Ahzab [33]: 32); begitu juga firman-Nya, وَالْذِي نَطْنَعْ وَلِي خَطينَيْ يَوْمُ النّيْنِ (النّيْنِ الْمَعْمَ الْمُعْمَى خَطينَيْ يَوْمُ النّيْنِ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 82)

Sedang firman-Nya, كَلَا إِنَّهُ كَانَ (١٥) كَلَا إِنَّهُ كَانَ (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: الأيانية عنيدًا (١٦) سأَرْمِقُهُ صِعْودًا

Tsumma, dalam ayat yang berbunyi: tsumma an yathma'a an aziida (kemudian dia ingin sekali agar Aku menambahnya). Maka tsumma di sini mempunyai pengertian mengingkari dan takjub (heran), sebagaimana perkataan anda kepada teman anda; rumahku telah kau tempati, aku beri makan kamu, aku muliakan kamu kemudian anda berlaku sombong padaku! Yakni seluruh kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan tibatiba dihapusnya, tidak ada rasa terima kasih, sedang yang tampak hanya pemandangan seorang anak yang tidak membalas budi jasa kedua orang tuanya selaku yang memelihara dan memberikan segala kebaikannya. Dan mengapa yang terjadi sebaliknya, yakni bangga dengan kekufurannya dan mencampakkan rasa terima kasihnya.<sup>2</sup>

## (اَلْطَامَةُ) Ath-Thaamatu

Firman-Nya, فَإِذَا جَاءِتَ الطَّامَةُ الْكُبَرى maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 34)

#### Keterangan

Kata ini disebutkan hanya sekali. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الطّاهة الكَبرى, adalah bencana yang paling besar dan tidak ada yang melebihinya (ad-daahiyatul-'udzma allati tathimmu 'alad-dawaahi). Maksudnya, tiupan terompet yang kedua sebagai tanda dibangkitkannya kembali manusia. Demikanlah pendapat sahabat 'Abdullah Ibnu 'Abbas.<sup>3</sup>)

1 Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' him. 566.

2. Shafwaatut-Tafaasir, plid 3 hlm. 475.

Thahhara (مُطَهِّرُ) - Yuthahhiru (يُطَهِّرُ) - Al-Mutathahhirin (الْمُتَطَةِّرُينَ)

Firman-Nya, ثفينيك قطيّرُ Dan pakaianmu bersihkanlah. (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: 4)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ialah artinya yang bebas dari cacat dan kekurangan baik fisik maupun mental. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal tersebut, maka jawabnya, "Janganlah engkau mengenakan pakaian untuk maksiat dan ingkar janji". Kemudian, katanya, Tidakkah engkau dengar ucapan Gailan Ibnu Maslamah As-Saqafi:

فَإِلَى بِحَمْدِالِله لاَ ثُوَبُ فَاجِرِ لَبِسَتُ وَلاَ مِنْ عُذْرَةَ اتَّقَنَّعُ

"Alhamdulillah, aku tidak pernah mempunyai pakaian jahat yang kupakai dan tidak pula pakaian ingkar yang puas rasanya.

Orang Arab mengatakan tentang seseorang yang ingkar janji dan tidak menepatinya, bahwa dia kotor 'pakaiannya'. Tetapi bila ia menepati janji dan tidak ingkar, maka mereka mengatakan bahwa dia bersih. Berkata Samuel bin 'Adiyah, seorang Yahudi:

إِذَا الْلَرْءَ لَمْ يَدُنُّسْ مِنَ الَّوْمَ عِرْضُهُ

فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيْه جَميَلُ

"Jika tidak menodai kehormatannya dengan cela, maka segala pakaian yang dikenakannya itu indah."

Begitu pula firman·Nya, أُولَئِكَ النَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ Mereka adalah orang-orang yang :أَنْ يُطَهِّرُ فِلُوجِمَ لَهُمْ Allah hendak *mensucikan* hati mereka. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 41)

Adapun firman-Nya, وأنزلنا من الشماء مناه طهورا (Q.S. Al-Furqaan [25]: 48) maka Ath-Thahuur adalahnamabagisesuatuyang dipergunakan untuk bersuci, seperti kata al-waquud, yang berarti nama yang dipergunakan untuk menyalakan api, dan kata al-wadhu' yang berarti nama bagi apa yang dipergunakan untuk berwudhu. Yakni, Kami turunkan dari awan air yang kalian gunakan untuk

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, plid 10 jüz 30 him. 33; Al-Kasysyaaf, jüz 4 him

I. Ibid, ياhd 10 juz 29 hlm. 125-126; di dalam Mu jom dinyatakan: في المنافئة بالمنافئة بالمنافئة المنافئة المنافئة بالمنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة ال



bersuci, seperti mencuci pakaian dan mandi, serta kalian gunakan untuk menanak makanan dan kalian minum sebagai air yang tawar lagi segar.<sup>11</sup>

Berikut kata-kata *thahara* yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

- 1) Firman-Nya, وَغَيِدنَا إِلَى إِبْرَاهِيمِ وَاِسْمَاعِيلِ أَنْ لِبْرَاهِيمِ وَاِسْمَاعِيلِ أَنْ طَهْرًا بِيْتِي dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Isma'il: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 125) maksudnya hendaklah tempat-tempat peninggalan Ibrahim dan Isma'il tersebut bersih dari segala kemusyrikan karena Ibrahim dan Isma'il a.s. bukan orang-orang musyrik; dan kedua karena rumah tersebut adalah rumah Allah.
- 2) Firman-Nya, فيه رجال يَعْبُونَ انَ يَنظَهُرُوا واللهُ يُجِبُ Di dalamnya (masjid yang didirikan atas dasar Takwa) ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. (Q.S. At-Taubah [9]: 108) yakni menyucikan diri dari perbuatan dosa; dan tercapainya penyucian diri bila masjid tersebut berasaskan taqwa.
- وما كان جواب قوبه إلا أن قالوا أخرجوهم أناس يتطهرون يتطهرون على المستطهرون على المستطهرون على المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المستطهرون المس
- 4) Firman-Nya, اَنُواجُ مَطَهُرُةُ: Istri-istri yang suci. Yakni istri-istri yang suci yang terdapat di dalam surga. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 25)
- أَاذَ قَالَ اللّهُ يَاعِيمِن اَنِ مَنُوفَيك ورافعُك إِلَى (Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai 'Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orangorang kafir.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 55) Yakni, Isa a.s. merupakan sosok yang tidak

bertanggungjawab atas orang-orang kafir yang menyembah dirinya sebagai Tuhan; Isa hanya menyeru menyembah Allah saja. Baca 'Isa (isim 'alam), 'Abada.

- 6) Firman-Nya, ضَعَفَا نَطَهُوا لَلهِ Lembaran-lembaran yang disucikan. Yakni lembaran-lembaran yang disucikan yang dibawa rasul Allah (jibril). Muthahhar yang tertera di dalam surat Al-Bayyinah ayat 2 (رَسُولُ مِنَ اللّٰهِ يَنْلُو صَعَفَا مَطْهُرةً) adalah bebas dari kepalsuan dan kesesatan. المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية
- 7) Firman-Nya, مَرْفُوعَةُ مُطْهُرَةٌ. Yang ditinggikan lagi disucikan. (Q.S. 'Abasa [80]: 14) yakni, sifat yang tertuju pada shuhuf. Maksudnya, tidak disentuhnya melainkan yang disucikan dan mereka adalah malaikat. Sebagaimana penafsiran ayat: Fal-mudabbiraati amran (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 5), yakni menjadikan malaikat dan suhuf sesuatu yang suci dan kesucian tidak akan terjamin kecuali yang membawanya pun harus suci.<sup>2)</sup>
- 8) Firman-Nya, وإذ قالت الملائِكة يَامَرُتِمْ إِنَّ اللهِ اصطفاكِ على بَساءِ الْعالَيْن وطهرتك واصطفاكِ على بَساءِ الْعالَيْن ketika malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)." (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 42)

Perihal ayat tersebut, Prof. Dr. M. Yunus menjelaskan bahwa Muthohhorun, artinya yang disucikan. Selanjutnya, beliau mengemukakan beberapa pandangan dori para ulama, sebagai berikut:

Bahwa Al-Qur'an yang dalam kitab buku-mushaf tidak boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang berwudhu. Sebab itu, haramlah menyentuh Al-Qur'an itu bila tidak berwudhu. Adapun menyentuh Al-Qur'an bercampur dengan tafsir seperti tafsir Al-Qur'an Al-Karim, ini tidaklah haram Karena ia tidak dinamakan buku Al-Qur'an melaunkan buku tafsir.

Kata setengah ulama, bahwa yang dimaksud dengan kitab yang terjaga itu bukanlah buku atau mushof, melainkan kitab lauh mahfuth yang berada di alam gaib.

Adapun Al-Dur'an ini, mula-mulanya di lauh mahfuz, kemudian diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Al-Qur'an ini di lauh mahfuz itu, tidak ada yang menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci, yaitu malaikat. Sedang manusia dan selah tidak dapat menyentuhnya, Jadi, mushaf atau buku Al-Qur'an intu tidaklah terlarang menyentuhnya dengan tidak berwudihu, karena sesua dengan bunyi dan tujuan ayat tersebut. Ada juga yang beranggapan, yakni. Tiadaklah yang menyentuh atau memegang dan inenerinia kebenaran. Al-Qur'an ini, melainkan orang-orang yang menyudikan hati dan pikili annya dari pengaruh luar. Maka orang-orang yang hendak mencari kebenaran meshlah ia menghilangkan pengaruh adat kebisasan, pengaruh orangtua, atau pengaruh fanatik dan sebagannya. Kemudian, ditimbangnya kebenaran itu dengan neraca akal pikirannya. Maka waktu itu dapatlah olehnya kebenaran. Adapun orang yang terpengaruh oleh sesuatu, maka tidalah ia menerima kebenaran itu meskipun diterangkan bukti yang nyata. Lihat. Tafsir Al-Qur'anul Korim, him. 803.

2. Lihat, Shohih Al-Bukhon, Jilid 3 hlm. 222.

<sup>1</sup> ibid, pilid 10 juz 30 hlm. 212; adapun firman-Nya. نا يسلم بين الطروب tidak menyentuhnya melainkan hamba-hamba. yong disucikon. (Q.S. Al-Waagrah [56]: 79].

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 24.

Yakni, kata At-Tathhiir dimaksudkan dengan hal-hal yang mencakup penyucian raga, seperti tidak pernah haid dan nifas. Dengan demikian, ia (Maryam) bisa dijadikan pelayan yang selalu menetap di Mihrab. Mihrab ini adalah tempat yang paling suci di kuil. Penyucian maknawi (mental) seperti jauh dari akhlak yang rendah dan sifat-sifat tercela.<sup>11</sup>

Adapun firman-Nya, أوَإِذَا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسَالُوهُنَّ وَلَاءِ حَجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْنَيْرُ لِقُلُوبِينَ (Q.S. Al-Ahzab [33]: 53) Maka, dzaalika ath-haru li-quluubikum wa quluubihinna, dalam ayat di atas, adalah masuk terlebih dahulu dengan izinnya, dan tidak asik berbincang-bincang di sana, adalah cara yang lebih suci bagi hati katian dan hati istri-istri Nabi dan godaan setan serta keraguan. Karena mata adalah delegasi hati. Apabila mata tidak melihat maka hati pun tidak menginginkannya. Artinya, hati itu akan lebih suci bila mata tidak melihat. Sedang tidak adanya godaan waktu itu adalah lebih nyata, karena dalam sebuah Atsar dinyatakan:

النَظَرُسَهُمْ مَسْمُوْمٌ مِنْ سَهَامِ اِبْلَيْسَ Memandang itu adalah salah satu anak" panah beracun di antara anak panah Iblis. Seorang penyair mengatakan:

ٱلْمُرَاءُ مَادَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّيهُا

فِيُ أَغْيُنِ الْعَيْنِ مَوَقَّوْفُ عَلَى الْخَطَرِ

نِسُأُ مُقْلَقَهُ مَا سَاءَ مُمُحَثَّهُ

لأَمْرُحُباْ بِإِنْقِطَاعِ جَاءَ بِا الْضَرَارِ

"Selagi mata seseorang bolak-balik memandang barang-barang, maka pada benda yang dipandang dia tetap dalam bahaya. Bola matanya tertarik pada yang menyusahkan hati, tak baik mendapat keuntungan yang membawa bencana.<sup>2)</sup>

## (اَلَطُودُ) Ath-Thuudu

Ath-Thuud adalah al-jabal (gunung). Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mundzir. 31 (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 63)

## (اَلْطُوْرُ) Ath-Thuur Keterangan

3. Fothul Qodiit, jilid 4 hlm 102.

Ath-Thuur yang dimaksud pada ayat tersebut ialah gunung yang terletak antara Mesir dan Madyan. (Maryam [19]: 52)<sup>1)</sup> Sedangkan Ath-Thuur sendiri maknanya jabalun (gunung) adalah lughat Suryani.<sup>21</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 63, 93)

#### (طَاعَ) Thaa'a

Firman-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَ لِيُطَاعَ بِاذِّن Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 64)

Keterangan

Yakni, ketaatan kepada seorang rasul adalah karena terdapat izin dari-Nya. Dan izin-Nya merupakan sertifikat (pengesahan) bahwa seorang nabi dan rasul itu layak untuk ditaati. Karena seorang nabi dan rasul berarti sudah mendapatkan keberkahan dari-Nya, dan lantaran seorang nabi dan rasul selama hidupnya mengingatkan manusia akan negeri akhirat, maka ia menjadi pilihan-Nya. Sehingga pada ayat lain dinyatakan, مَنْ يَعِلِمُ الرَّسُولُ لَقَقَدَ أَمَانًا عَلَيْهِ الرَّسُولُ لَقَقَدَ أَمَانًا عَلَيْهِ الرَّسُولُ المَقَدَ barangsiapa taat kepada rasul maka berarti ia taat kepada Allah. (Q.S. An-Nisa' [4]: 80) Yakni, ketaatan kepada rasul, Muhammad saw. adalah ketaatan yang diterima Allah, karena sama dengan taat kepada-Nya. Baca Idzinun, Khaalishan.

Dan kepasrahan seseorang dapat digambar dengan kata منابعين, yang ditujukan kepada langit dan bumi, قائنا قائنا قائنا طابعين : Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". Arti selengkapnya: kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". (Q.S. Fushshsilat [41]:

Taat kepada rasul lawannya adalah membangkang kepada rasul (معصبة الرسول). Yakni, maksiat kepada rasul, Muhammad saw., tidak akan menjadi orang-orang yang ikhlas (نفظمين); maksiat kepada Muhammad saw. tidak akan menjadi orang-orang bertakwa (نفظهن); maksiat

<sup>1.</sup> Al-Maraghi Op. Cit., jilid 1 juz 3 hlm. 150.

Ibid, jilid 8 juz 22. hlm. Lihat surat Al-Ahzab [33]: 53.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 6 juz 16 him. 60.

Demikian menurut Mujahid, Lihat, Shohih Al-Bukhari, plid 3 hlm.
 Haring Market Mulamit Ourion, juz 1 hlm. 288.

kepada rasul tidak akan menjadi orang-orang saleh (صَالحُون); maksiat kepada rasul seseorang tidak akan mencapai ke derajat مُحْسِنُون. Dan dalam bentuk amaliahnya maksiat kepada rasul berarti tidak dapat mewujudkan al-birru (laisal birra an tuwallu qibalal masyriqi wal maghrib... wa ulaaika humul muttaguun. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 177) Baca Al-Birru.

Adapun firman-Nya, فَلاَ تُطِم الْمُكَذِّبِينَ (Q.S. Al-Qalam [68]: 8) Maksudnya adalah larangan taat terhadap seseorang berarti larangan dari menyerupai adalah lebih diutamakan, yakni larangan tunduk kepada orang yang banyak dusta dan sumpah dan tidak boleh berperilaku seperti perilakunya. 13

#### (طَافُ) Thaafa

: وَنِطُوفُ عَلَيْهُ عِلْمَانٌ لَهُمْ Firman-Nya, وُنِطُوفُ عَلَيْهُ عَلِمَانٌ لَهُمْ Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka.... (Q.S. Ath-Thuur [52]: 24) (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 17)

Keterangan

Dikatakan: الطُوفُ والطَّافُ بِالثَّمْنِي: Mengelilingi asesuatu, yakni di sekitarnya. Sedang طانف الغيال adalah gambaran seseorang, yakni sesuatu yang dilihat dalam mimpi.23

## (طَائفٌ) Thaa-ifun

: إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ,Firman-Nya bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 200)

Keterangan

Thaifun adalah celaan yang dengannya seseorang menjadi tercela. Dikatakan sama dengan thaa-ifun. Il Sisi lain Ath-thaa-ifah ialah segolongan manusia dan sepotong sesuatu. telah) دُهَبَتُ طَانِقَةٌ مِنَ الْيُلِ وَمِنَ الْعُمُرِ:Umpamanya berlalu sebagian malam atau umur); dan أغطنة طانقة dia memberinya sebagian dari hartanya). أ من ماله Dan dua golongan dinyatakan ath-thaa-ifataini. وَاذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوذُونَ أَنَّ ! Misalnya Yang dimaksud ialah kafilah dagang غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةُ yang datang dari Syam, dan satunya lagi angkatan perang dari Mekah untuk menyelamatkan kafilah dagang.1] (Q.S. Al-Anfaal [8]: 7)

### (ٱلۡطُوۡفَانُ) Thuufan

Ath-Thuufan, menurut bahasa adalah barang yang mengelilingi dan menutupi sesuatu, dan banyak dipakai untuk menyebut air bah, baik yang datang dari langit atau dari bumi.2) Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Ath-Thuufan, dari As-Sail (air bah), dan dikatakan untuk kematian yang banyak membawa korban disebut aththuufaan.31 Thaufan adalah siksa yang menimpa kaum Musa a.s. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 133)

### (يُطِيقُ) Yuthiigu - (طَّاقَ) Thaaga

Firman-Nya, وْعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ Orangorang yang membayar fidyah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 184)

Keterangan

Al-Ithaagah ialah kemampuan melakukan sesuatu disertai dengan susah payah. 4 Thogotun. Yakni, *qadara 'alaihi* (kemampuan طَاقَهُ – طَوْقًا وَطَاقَةُ dikatakan: طَوْقَ الْجَنْشِ (yang ada padanya). Dan dikatakan . Yakni, mengepung, mengelilinginya dengan الْمَنَاةُ rapat.5

#### (طال) Thaala

Firman-Nya, أفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْحَيْدُ: Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu. (Q.S. Thaaha [20]: 86)

Keterangan

. Yakni, meman تُطَاوَل: مَلَالُ Yakni, memanjangkan (usianya) agar memperhatikannya ke arah yang jauh.61

Sedang firman-Nya, الْقُمُرُ : dan berlalulah atas mereka masa yang panjang. (Q.S. Al-Qashash [28]: 45) Maka, fa-tathaawala 'alaihimul-'umuur: masa menjadi jauh; begitu -Kemudian berlalu" : فَطَالَ عَلَيْهُ الْأَمَدُ فَقَسَتُ فُلُوبُهُمْ : juga lah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras." (Q.S. Al-Hadiid [57]:

<sup>1.</sup> Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-'Allamah Taqiyuddin, Tafsir Al-Kobir, Tahqiq: Dr. 'Abdur Rahman 'Umairah, Daar Al-Kutub, Berrut-Libanon (t.t), juz 6 Mm. 85.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 149.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 133. 4. Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 151.

<sup>1</sup> ibid, filid 3 juz 9 him. 167.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 9 hlm. 41.

<sup>3.</sup> Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilld 3 hlm. 133.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 67. 5. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm. 571.

<sup>6.</sup> Ibid. juz 2 bab tho' hlm. 572.



16)<sup>11</sup> Maksudnya masa panjang penantian utusan (rasul) Tuhan. Baca Fatrah.

## (طُولاً) Thuulan

Firman-Nya, وَلَنْ تَبْلَغُ الْجِبَالُ طُولاً; dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (Q.S. Al-Isra' [17]: 37)

#### Keterangan

Di sebutkan: الكِرْتَفَاغُ وَالْحَرْضُ, yakni الْكِرْتَفَاغُ وَالْحَرْضُ, "tinggi" dan "panjang". Dan bentuk isim failnya adalah علم بطوئل البيد, "yang panjang". Dan sebagai kata kiasan dinyatakan: طوئل النبي , untuk orang yang suka mencuri; lalu bagi orang yang suka berderma dinyatakan: طوئل الجُوْدِ. Begitu juga ayat di atas adalah bentuk kiasan bahwa mereka yang berpribadi mukhtaal dan fakhuur (yang keduanya merujuk pada pengertian sombong) sejatinya bukan orang-orang yang kokoh pendiriannya, lantaran tidak dibekali ilmu. Baca Fakhuur, Mukhtaal.

### (أَلطُوْلُ) Ath-Thawlu

Ath-Thawlu artinya "kekayaan". Terkadang ath-thaul juga berarti "karunia dan kebajikan". <sup>31</sup> Sebagaimana kata uulith-Thaul, "yang punya kesanggupan", misalnya bunyi ayat, وَإِذَا أَنْزِلْتُ سُولِهِ اسْتَأَذَلْكُ أَوْلُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَفَالُوا لَوْلَا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَفَالُوا لَمْ اللّهُ وَجَامِدُوا مَعْ رَسُولِهِ اسْتَأَذَلْكُ أَوْلُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَفَالُوا لَعْنَى مَعْ القَاعِبِينَ أَنْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ اللّهُ وَجَامِدُوا مَعْ رَسُولِهِ اسْتَأَذَلْكُ أَوْلُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَفَالُوا يَعْنَى مَعْ القَاعِبِينَ لَكُنَّى مَعْ القَاعِبِينَ لَعْنَى مَعْ القَاعِبِينَ surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya", niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk". (Q.S. At-Taubah [9]: 86)

Sedang نِي الطَوْلِ artinya Yang mempunyai karunia. Di dalam surat Al-Mukmin disebutkan: Haa mim. Diturunkan Kitab ini (Al-Qur'an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya; Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk). (Q.S. Al-Mu'min [40]: 1-3)

## (طُوئ) Thuway

Thuway adalah tempat yang disucikan (al-muqaddas al-muthahhir). Dan dinamakan demikian karena Allah mengusir orang-orang kafir dan memenangkan terhadap orang-orang mukmin. Thuwaay adalah nama sebuah lembah. Menurut Al-Jauhari, thuway adalah nama tempat di Syam. Dan Thuwa menurut Al-Qur'an adalah al-Wadil muqaddas, lembah yang disucikan. Tempat Nabi Musa menanggalkan terompahnya dan menerima wahyu Tuhan. (Q.S. Thaaha [20]: 12)

## (طُوْنَى) Thuuba

Firman-Nya, مَأُونِي لَهُمْ وَحُسَنُ مَاتٍ Bagi mereka kebahagian dan tempat kembali yang baik. (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 29)

Keterangan

Thuubaa lahum: mereka memperoleh kehidupan yang baik, kesenangan dan kegembiraan. 21 Dan dikatakan: مُنْنِفَ بَعْنَهُ بَرَكُهُ , yakni, jiwa yang benar-benar bertaubat. Sedang, مُؤْنِي , adalah kebaikan, yakni, segala kenikmatan yang dirasakan di surga secara kekat, tidak binasa, dipenuhi dengan kemuliaan, kekayaan, tidak fakir. 31

## (اَلطَّيَبَات) Ath-Thayyibat

Ath-Thayyibaat: Perkara yang dinikmati oleh diri dan dicenderungi oleh hati. المنافظة Kata ath-thayyiib adalah kata sifat yang dapat merujuk kepada dua hal: pertama, merujuk kepada makanan; misalnya, الأ نفرنوا طَنِيَاتِ مَا أَحَلُ اللّٰهَ لَكُمْ janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, (Q.S. Al-Maaidah [5]: 87)

**Kedua**, merujuk kepada sifat ucapan. Misalnya, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُونًا فَسَلِنُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَجِيَّهُ مِنْ عِنْد اللَّهِ (Q.S. An-Nuur [24]: 61) *Thayyibatan* maksudnya yang menyenangkan hati pendengar.<sup>5</sup>

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 7 juz 20 hlm. 64.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 837.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 4 juz 10 hlm. 178.

<sup>1.</sup> Fathul Qadiir jilid 3 hlm 358; Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' hlm, 572

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılıd 5 juz 13 hlm. 97.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tha' him. 573.

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılıd 3 juz 7 hlm. 9.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 134.

Dan begitu juga Ath-thayyibu minal-qauli yang tertera di dalam surat Al-Hajj ayat 24 (وَهُنُوا إِلَى اللهُ وَاللهُ وَهُنُوا إِلَى مِرابَا الْعَبِيد ) berarti perkataan yang baik, yakni percakapan di antara penghuni surga."

Selanjutnya kata thayyib yang merujuk kepada sifat perbuatan malaikat dinyatakan, النَّبَينَ تَتَوَقّاهُمْ الْكَلَاكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ الْخُلُوا الْجَنّة بِنَا (Q.S. An-Nahl [16]: 32) maka Alladziina tatawaffaahumul-malaa-ikatu thayyibiin, (yaitu) orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Menurut Ar-Raghib, orang yang baik ialah orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran kebodohan, kefasikan, dan sifat-sifat buruk, serta berhias diri dengan ilmu, iman dan perbuatan yang baik. 21

Thayyibiin, "dalam keadaan baik" adalah kata yang singkat tetapi padat dengan makna-makna, termasuk melaksanakan segala perintah, menghindari segala larangan, memiliki akhlak yang utama dan perangai yang indah, bersih dari segala perbuatan kotor dan hina, menghadapkan diri ke hadirat Yang Mahasuci dan tidak menyibukkan diri dengan alam syahwat dan kelezatan jasmaniah.<sup>3</sup>

Ath-Thoyyib adalah sifat dari segala sesuatu yang sesuai dengan yang dikehendaki, bermanfaat, dan tidak menimbulkan mudharat. Orang mengatakan rizqun thoyyib (rezeki yang baik); nafsun thoyyib (hati yang rela); syajoratun thoyyib (pohon yang subur). 4 Lihat Q.S. Yunus [10]: 22

## (اَلَطَائِرُ) Ath-Thaa-iru

Firman-Nya, وَمَا مِنْ دَائِهُ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِرِ يُطِرُ بِخِنَا حَيْدٍ Pan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. (Q.S. Al-An'am [6]: 38)

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الفائز adalah setiap yang mempunyai sayap dan terbang di angkasa. Bentuk jamaknya adalah thairun, sebagaimana lafaz *raakibun* (bentuk mufrad, tunggal) yang bentuk jamaknya *rakbun*, artinya penunggang. <sup>1</sup>1

Firman-Nya, نَوْنَ ثُمْسِيْمُ سَنِنَةٌ يَطْيُرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa, dan orang-orang yang besertanya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 130)

Yaththayyaru: mengatakan sial. Alasan at-tathayyar diartikan sial, karena bangsa Arab menunggu, apakah sesuatu itu baik atau buruk berdasarkan gerak burung (ath-thaa-ir). Bila ada kelompok burung terbang dari arah kanan, maka mereka percaya nasibnya baik. Mereka berharap akan mendapatkan keuntungan dan berkah. Tetapi kalau burung-burung itu terbang dari arah kiri. maka pesimislah mereka dan khawatir ditimpa celaka. Kelompok burung yang datang dari arah kanan disebut sanih (mujur), sedang yang datang dari sebelah kiri disebut al-barih (sial), dan selanjutnya mereka sebut kesialan itu Thair atau Thaa-ir, dan jenis perbuatan 'mengatakan sial' adalah tathayyur.21 Seperti firman-Nya, اللَّهُ تَعَلَّمُونَا نگن: Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. (Q.S. Yasin [36]: 18)

Dan firman-Nya, فَالُوا اطْبُرُتَا بِكَ وَبِمَنْ مَعْك : Mereka menjawab: "Kami mendapat *nasib yang malang*, disebabkan kamu dan orang-orang bersamamu". (Q.S. An-Naml [27]: 47)

Sedangkan firman-Nya, قَالُوا اطَّارِتُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ : Mereka menjawab: Mereka menjawab: "Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu". Shaleh berkata: "Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji". (Q.S. An-Naml [27]: 47)

Maka Thaa-irukum maknanya kebaikan dan keburukan yang menimpa kalian. Dinamakan thaa-iran, karena tidak ada yang lebih cepat turunnya dibanding qadha' (ketetapan) yang pasti. Sedang Thaa-iruhu yang tertera di dalam surat Al-israa' ayat 13 (في عَنْفِه وَكُلُّ إِنْسَانِ الْزَفْنَاهُ طَانِرَةً), ialah amalnya. Dinamakan demikian, boleh jadi karena amal itu terbang kepada

<sup>1</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 101.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm 322.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 75.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 4 paz 11 h/m. 87.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz. 7 hlm. 117.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm, 40-41.

<sup>3.</sup> Ibid, jihd 7 juz 19 hlm. 146.



seseorang dari sarang kegaiban. Dan mungkin juga, karena amal itu merupakan sebab kebaikan dan keburukan, seperti dikatakan orang: المنابرات , maksudnya kadar Allah itulah yang menang, yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, bukan burungmu yang kamu pesimis atau optimis karena-Nya. الكان Dan dinyatakan pula dalam surat Al-A'raaf, أَنَا إِنْنَا طَائِرُهُمْ عِنْدُ اللهِ Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 131)

## (أَلُطِيْنُ) Ath-Thiin

Firman-Nya, اَئَا هُبَرِّمِنَهُ هُلَقَتْنِي مِنْ نَارِوفَلَقْتَهُ مِنْ طِانٍ.
Menjawab Iblis: "Saya lebih baik dari padanya:
Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau
ciptakan dari tanah". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 12)

#### Keterangan

Ath-Thiin adalah tanah yang bercampur dengan air, dan dinamakan demikian karena bila keadaannya lembab dan basah dan mudah menggelincirkan, "licin".<sup>2)</sup>

Berikut fungsi *ath-thiin* yang terdapat di sejumlah ayat:

1) Ath-Thiin sebagai asal penciptaan manusia, seperti, كُوْ الَّذِي خَلْقَكُمْ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضَى أَجُلاً. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudahitu ditentukan ajal (kematianmu). (Q.S. Al-An'am [6]: 2); begitu juga firman-Nya, وَنِدَاْ خَلْقَ الْإِنْسَانِ

- بن: Dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. (Q.S. As-Sajdah [32]: 7); atau bunyi ayat, إِنَّا خَلْقَنَامُمْ مِنْ طِينٍ لاَرِّب Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 11)
- 2) Ath-Thiin sebagai bahan penciptaan burung seperti yang dilakukan Isa a.s., Firman-Nya, وَإِذْ نَحْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَيْنَاةِ الطَّرَبِ الْأَنِي : dan (ingatlah) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 110)
- Tanah yang membatu (<u>hijaaratan min thiin</u>) dipergunakan untuk menyiksa, بُنُرِسِل عَلَيْهِمْ حِجَارَةْ مِنْ Agar Kami timpakan kepada mereka batu dari tanah yang keras. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 33)
- 4) Ath-Thiin dimaksudkan dengan membuat batubata. المادة Sebagai bahan dasar membuat bangunan, seperti pada firman-Nya, فَأَوْفِدُ لِي Maka bakarlah hai Haman untuk tanah liat. (Q.S. Al-Qashash [28]: 38)

#### (طه) Thaaha

Thaaha. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Kitabnya, Al-Mustadrak, dari jalan 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, berkata: thaha adalah bahasa Habasyah, sebagaimana ucapan anda, أ.يا مُحَمَّدُ



<sup>1.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm. 21.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab tho' hlm. 574; Ats-Tsa'alabi menyebutkan nama-nam tanah dan sifat-sifatnya, antara lain. المخصال, apabila tanah tersebut keadaannya panas serta kering (membatu); dan اللأرب apabila tanah tersebut keadaannya dibakar/dimasak (tembiatn); dan اللأرب apabila tanah tersebut lengket serta melekat; dan المحافة, apabila air mampu mengubahnya dan keadaan tanah tersebut menjadi rusak (lumpur). Lihat, Fighul Lughah wa Surul 'Arabiyyah, Qismul-Awwal, hlm. 288.

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1125 hlm.

<sup>2.</sup> As-Suyuthi, Al-Itqaan fi 'Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 114.





#### (ظَعَنَ) Zha'ana

Firman Allah Swt., يُبُونَا تَسْتَخِفُونِهَا يَوْمَ طَعِبْكُم Rumah-rumah dari kulit kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan. (Q.S. An-Nahl [16]: 80)

#### Keterangan

Azh-Zha'nu dan Azh-Zha'anu: perjalanan di padang pasir untuk mencari rumput, air atau tempat yang subur.<sup>11</sup>

## (ظَفَرَ) Zhafara

Firman-Nya, من بعد أن اظفركم عليهم: Di tengah kota Mekkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. (Q.S. Al-Fath [48]: 24)

Keterangan

Azhfarakum 'alaihim maksudnya, Allah memenangkan kalian terhadap mereka. Maksudnya Dia meninggikan kalimat-Nya dan menjadikan kalian orang-orang yang memperoleh kemenangan terhadap mereka.<sup>21</sup>

## (طُفُرٌ) Zhufrun

Firman-Nya. وعلى الذين هاذوا حرمنا كل ذي طَفْرِ dan kepada orang-orag Yahudi Kami haramkan segala binatang yang *berkuku*. (Q.S. Al-An'am [6]: 146)

Keterangan

Azh-Zhufru adalah kuku manusia atau binatang lainnya yang tidak memburu mangsanya. Sedang bagi binatang yang memburu mangsanya adalah al-muhlab, "cakar".

## (ظُلُلّ) Zhulalun

Firman-Nya, ثَلَيْمَ مِنْ فَوَفِهِمَ طَلَالُ مِن انْقَارَوْمِنْ تَحِيمَ طَلَالُ ). Bagi mereka *lapisan* dari api di atas mereka dan di bawah merekapun *lapisan-lapisan* (dari api). (Q.S. Az-Zumar [39]: 16)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa aba adalah kata yang berbentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah ﷺ, yakni apa saja yang menaungi manusia yang berupa atap (langitlangit rumah) dan sebangsanya.<sup>13</sup>

Azh-Zhullah adalah apa saja yang menaungi kamu seperti atap rumah, langit atau sayap burung. Kata jamaknya adalah zhulal, dan zhilal. Kata Zhilaalun mufradnya adalah zhillun. Kata zhillun lebih umum dari pada fai'. Dikatakan: عَنْ الْخِنْ وَعَانَ الْخِنْةِ , bagi setiap tempat yang tidak terjangkau bayangan matahari. Tetapi tidak dikatakan fai' kecuali bagi tempat yang dari padanya matahari lenyap. Zhillun juga mengungkapkan kesejahteraan dan kemuliaan. الله المنتقب في خلال وغيون , Sebagaimana firman-Nya, الله المنتقب في خلال وغيون , Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 41)

Dan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 35 Al-Maraghi menjelaskan bahwa azh-zhillu adalah bentuk jamak dari azh-zhilal, azh-zhuluul dan al-azhlaal, berarti 'naungan'.<sup>4</sup>

Azh-Zhilaal adalah kata jamak dari zhillun, yaitu apa yang ada pada permulaan siang sebelum terkena sinar matahari. Menurut Ru'bah, setiap yang terkena sinar matahari lalu lenyap dari padanya disebut fai-un, sedang yang tidak terkena sinar matahari di atasnya disebut zhillun. Sebagaimana firman-Nya, اوَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا الْمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ خَلِقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيَّا ظِلالهُ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ دَاخِرُونَ كَا لَهُ عَلَى الْمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ يَعْنِي يَنْفَيًا ظِلالهُ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ لَا كَانِ عَنْ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيًا ظِلالهُ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ يَعْنِي لِللهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيًا ظِلالهُ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ يَعْنِي لِمِنْ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيًا ظِلالهُ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَلْهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيًا ظِلالهُ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ لَا اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيًا ظِلالهُ عَن الْبِمِينَ وَالشَّمَائِلُ سَجَدًا للهُ وَمُمْ لَا اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَيًا ظِلالهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ الْمُعْلِقِي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ مِنْ الْمِلْكُ لَا اللهُ عَلَيْكُواللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُوا لِلْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا لِللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْك

Berikut maksud Zhillun yang tertera di beberapa ayat:

أَلْمُ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مِذَ الطَّلُ وَلَو شَاءَ لَجْعَلُهُ ,Firman-Nya (1) [4] (1) (Q.S. Al-Furgaan [25]: 45) Maka, Madda

<sup>1. 7</sup>afsır Al-Maraghi, ınıd 5 juz 14 him. 120

<sup>2</sup> fbid, jilid 9 juz 26 film 104.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm 56-97.

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaqsiir, jilid 3 hlm. 69

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 film. 97; lihat surat Al-A'raaf [7]: 171.

<sup>3.</sup> Ibid. jilid 10 juz 29 hlm. 188.

<sup>4.</sup> Ibid, phd 5 juz 13 hlm. 110.

<sup>5.</sup> Ibid. jilid 5 iuz 14 hlm, 87

azh-zhilla ialah apa-apa yang ada di antara terbit fajar hingga terbitnya matahari. <sup>1</sup>

Firman-Nya, ظِالِ مَمْنَوْدِ: Naungan yang terbentang luas. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 31)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa zhillin mamduud, adalah naungan yang terbentang luas, tidak bersinggungan dan tidak pula terdapat celah, lubang.<sup>21</sup>

Selanjutnya makna zhillun wa zhilaal yang berarti "naungan" dinyatakan: انْطَلِقُوا إِلَى ظِلْنَ فِي ثَلْكِ . Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai cabang tiga. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 30); begitu juga firman-Nya, مَمْ وَأَزْوَا جُمْمُ فِي ظِلَالٍ عَلَى Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. (Q.S. Yasin [36]: 56); dan firman-Nya, الْأَوْالِيَهُ عَلَيْهُ ظِلَالًا لَهُ Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di sisi mereka. (Q.S. Al-Insan [76]: 14); dan firman-Nya, وَالْنَا عَلَيْهُ ظِلَالًا اللهُ Dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. (Q.S. An-Nisa' [4]: 57)

Firman-Nya, عَدَّبُ يَوْمِ الطَّلَةِ: Azab pada hari mereka dinaungi *awan*. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 189)

## (ظُلُمَ) Zhalama

Firman-Nya, قَالُمُنَ الْبُوَالْلُغُونَدُ عُونَا مِنَ طُلُّمَاتِ الْبُوَوَالْيَغُونَدُ عُونَا مِنَ الشَّاكِونِنَ بِنَ الشَّاكِونِنَ الْجَاتَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونِنَ مِنَ الشَّاكِونِنَ الْجَاتَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونِنَ مِنَ الشَّاكِونِنَ الْجَاتَامِنَ هَذِهِ الْكُونِيَّ مِنَ الشَّاكِونِنَ الْجَاتَامِينَ Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu berdoa kepada-Nya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut (dengan mengatakan): "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orangorang yang bersyukur." (Q.S. Al-An'aam [6]: 63)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ialah menyimpang dari jalan yang wajib ditempuh untuk mencari kebenaran. المُلْمَة باز yakni طَلَمَ - طُلُمُ - طُلُمُ وَمُطْلِعَهُ , wakni جَاز melewati batas). Dan juga berarti) وَجَاوَزُ الْحَدَ meletakkan sesuatu bukan) وَضُهُمُ الشُّهُيُّ فِي غَيْرِ مَحَلَّهُ pada tempatnya).<sup>1)</sup> Sedangkan, Zhulumaatulbarri wal-bahri, yang tertera pada ayat di atas maksudnya ialah kegelapan di darat dan di laut, terbagi ke dalam dua macam: kegelapan inderawi, seperti gelapnya malam, awan dan hujan; dan kegelapan maknawi, seperti gelapnya ketidaktahuan tentang jalan yang ditempuh, gelapnya kehilangan panji dan obor, gelapnya kesusahan dan bahaya, seperti kedatangan badai, angin puyuh dan amukan gelombang, di samping bencana-bencana lain yang melemahkan akal untuk mencernanya.21

Az-Zujaj mengatakan: Orang Arab menyebut hari yang mengandung bencana dengan نَوْمُ hari yang mengandung bencana dengan نَوْمُ ذُوْ كَوَاكِبُ , yakni hari itu benar-benar gelap hingga seperti malam. Di dalam matsal (kata perumpamaan) dikatakan: رَأَىُ الْكُوْرَكِبُ زَمْرًا, berarti hari itu terasa gelap baginya karena beratnya urusan pada hari itu, sehingga seakanakan dia melihat bintang di siang hari. <sup>3</sup> Dan

= sedang lawannya adalah (أبطن ia banyak dan berbilang. Kemudian lawan tauhid adalah ateisme, syirik dalam ketuhanan dalam berbagai ragamnya, serta syirik rububiyah dalam berbagai bentuknya,

Adapun kegelapan (azh-zhulumaotu) disebutkan terlebih dahulu dari pada cahaya (an-nur), karena jenisnya lebih terdahulu dari pada cahaya. Substansi alam diadakan dalam bentuknya yang gelap, atau sebagaimana dikatakan oleh ahli Astronomi dalam keadaan "berkabut". Kemudian, terjadilah matahari-matahari dengan pijaran-pijaran yang terjadi pada kabut tersebut akibat adanya gerakan-gerakan yang sangat keras.

Demikian pula kegelapan yang bersifat maknawi lebih dahulu adanya. Sebab cahaya ilmu dan hidayah pada manusia ada yang bersifat kasbiy (dusahakan) dan bukan kasbiy, seperti wahyu. Perolehan cahaya itu bersifat kasbiy dan pengamalannya pun juga bersifat kasbiy. Kebodohan, kegelapan dan hawa nafsu lebih dahulu adanya dari pada cahaya ini. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, pengihatan dan hati, agar kamu bersyuku; (Q.S. Al-An'am [6]: 78) Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa azh-zhuhmu, menurut bahasa dan 'urf adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada proporsnya. Terkadang karena kekurangan atau kelebihan. Dan terkadang karena berubah dari waktu dan tempatnya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 108)

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa zalim datam berdebat (ilidildzina zhalamu inhum), yakni kecuali kalian menghadan orang-orang yang ralim di antara ahli kitab ada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran bahkan mereka ingkar dan menyobongkan diri, sedangkan mereka justru tidak mempan lagi dengan cara yang halus. Maka dalam keadaan demikan tiada cara lain melainkan dengan kekerasan, yakni perkataan yang keras. Sebagaimana ungkapan penyair:

"dan meletakkan embun pada sisi yang tajam dari sebuah pedang (mengakibatkan) pedang berkarat, sama halnya dengan meletakkan pedang pada tempat yang berembun". ibid.

 Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab zha' hlm. 577; kata yang terakhir disebutkan itulah arti asainya, demikian yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Lihat, Fathul Qadiir, jiild 1 hlm. 68.

2. Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 150.

Iojsir Al-Maraghi, Jila 3 Juz
 Ibid, Jilid 3 Juz 7 hlm 150.

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 173.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 him. 138.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 205; Kaitannya dengan ayat di atas, beliau menjelaskan bahwa penyebutan kata on-nur dalam bentuk mufrod, sedang butiati, dalam bentuk jamok, karena meski sumber on-nur itu banyak, tetapi pada hakikatnya ia itu satu. Sedangkan azh-zhulumootu melahirkan hal-hal yang menutupi on-nur, sepeti tubuh-tubuh yang tidak bercahaya, dan itu banyak. Demikian pula cahaya, yang bersifat maknawi adalah satu, sedang kegelapan adalah banyak.

Selanjutnya beliau menjelaskan, أنفق adalah satu, tidak berbilang, =

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Muzhlamun (مَطْلَمُون): Orang-orang yang masuk dalam kegelapan. أمطلكون): Orang-orang yang masuk

Berikut kata az-zhulmu dimuat di beberapa ayat dan kata yang berdampingan dengannya, di antaranya:

- 1) ظَامَاتٍ ثَابُة: Tiga kegelapan, yaitu kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan selaput bayi.²) (Q.S. Az-Zumar [39]: 6)
- 2) Firman-Nya, وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْغَيِّ الْفَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ خَمْل (Q.S. Thaaha [20]: 111) Maka, Azh-Zhulma yang pertama berarti kemusyrikan, sedangkan azh-zhulmu yang tertera di dalam firman-Nya, مَشْنَا وَمُو مُؤْمِنُ فَلاَ يَعْافُ طَلْنَا وَلاَ المِنَالِحَاتَ وَمُو مُؤْمِنُ فَلاَ يَعْافُ طَلْنَا وَلاَ (Q.S. Thaaha [20]: 112) berarti menahan pahala dari orang yang berhak menerimanya. 31
- 3) Firman-Nya, فَنَادَى فِي الطَّلْمَاتِ اَنْ لاَ إِلٰهِ إِلاَ أَنْتَ سَبْحَانَكُ مِنَ الطَّلْمِلِينَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 87) Maka, Azh-Zhulumaat dalam ayat tersebut maksudnya ialah kegelapan dalam perut ikan hiu. Kegelapan laut dan kegelapan malam. 41
- 4) Firman-Nya, قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِن (Pirman-Nya) الْمُشْرِقِ فَأَت بِهَا مِن الْغَوْبِ فَيْهِت النَّبِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْفُوْمِ النَّهِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْفُوْمِ النَّهِي النَّوْمِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 258) Maka, azhzhaalimiin dalam ayat tersebut maksudnya ialahorang-orang yang tidak mau menggunakan dalil-dalil yang bisa mengantarkan dirinya tunduk mengetahui kebenaran dan tidak mau menerima hidayah. <sup>3</sup>
- أَمَّالُ مَذَا الْكَتَابُ لاَ يُعَادِرُ صَغَيْرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَ ﴿ Q.S. Al-الْحَصَاهَا وَوَجَنُوا مَا عَملُوا حَاصِرًا وَلاَ يَظْلِمُ زُبُكَ أَخَذَا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 49) Maka, Laa yazhlimu rabbuka maksudnya ialah Tuhanmu tidak melampaui pahala maupun hukuman yang telah digariskan.<sup>61</sup>

Perihal kata أفلتم, menurut Ibnu 'Athiyah, maknanya ta'juub wa taqriiri (rasa heran dan ketetapan), yakni tidak ada seorangpun yang lebih zalim darinya". Dan beberapa ayat yang memuatnya, dan sekaligus menjelaskan tentang kategori orang yang paling zalim (خالة), antara lain: a) orang-orang yang membuat

kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", padahal tidak ada sesuatupun kepadanya, dan orang yang berkata: "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah". (Q.S. Al-An'am [6]: 93); b) orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 114)

Adapun firman-Nya, هُمَنْ كَذَبَ عَلَى Adapun firman-Nya, هُمَنْ كَذَبَ عَلَى Adapun firman-Nya, الله وَكَذُبَ بِالمِبْدَقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَيْنُمَ مُثُوّى لِلْكَافِرِينَ orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. (Q.S. Az-Zumar [39]: 32)

Alaisa adalah kata istifham taqriiriy yang berarti tentu (﴿غَرُ). <sup>1</sup> Sedangkan hamzah yang tertera di atas berfungsi sebagai pengukuhan, maksudnya cukuplah Allah sebagai pelindung rasul-Nya, Muhammad saw. dari segala makar kejahatan orang-orang yang merencanakannya, bukankah demikian? <sup>2</sup> Begitu pula di dalam surat Az-Zumar ayat 76.

## (طْمَأُ) Zhama-un

Firman-Nya, حسبه الطلمان مناء yang disangka air oleh orang yang dahaga. (Q.S. An-Nuur [24]: 39)

#### Keterangan

Azh-Zham-aanu: sangat dahaga. الم المحالة المساب المعالفة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الم

Di antaranya keadaan penduduk surga dinyatakan, وَاللّٰهُ الْهُمَا الْهِالْمُ الْهُمَا الْهُمَا الْهُمَا الْهُمَا الْهُمَا الْهُمَا اللهُ Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. (Q.S. Thaaha [20]: 119)

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 8 juž 23 hlm. 8.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 144.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 151.

<sup>4.</sup> Ibid, plut 6 juz 17 hlm 63.

<sup>5</sup> *ibid*, jilid 1 juz 3 hlm. 20. 6. *ibid*, jilid 5 juz 15 hlm. 156.

<sup>7.</sup> Muharrar Al-Wayiz, juz 14 hlm. 430.

<sup>1</sup> Shafwaatut Tafaasiir, jilid 3 hlm. 79, 80.

Ibid, yilid 3 juz 87.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 6 juz 18 him. 112.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab zho' film. 577.



Dan, ذلك بأنهُمْ لا يُصِيهُمْ طَعَنَّ yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa *kehausan*. (Q.S. At-Taubah [9]: 120)

## Azh-Zhannu (اَلْظَنُّ) - Zhannal-Jaahiliyyah (ظَنُّ الْجَاهِليَّةِ)

Firman-Nya, إِنْ يَعْضِ الطَّنْ إِثُمَّمْ, Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 12)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan Bahwa sebagian dari zhan itu dosa dan dosa yang berhak diperoleh bagi pelakunya. Umar r.a. Berkata: "Janganlah kau menyangka dengan kata-kata yang keluar dari seorang mukmin melainkan dengan sangkaan yang baik, sehingga anda mendapatkan kebaikan dari perkataannya...." Seperti halnya yang dikemukakan di dalam firman-Nya, ... Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata: "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?" Katakanlah: "Urusan itu seluruhnya di tangan Allah...." (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 154)

Dan di antara sejumlah ayat yang memuatnya, antara lain: Firman-Nya, ونطنُنون dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 10)

Di dalam surat Al-Jaatsiyah dijelaskan: Dan apabila dikatakan (kepadamu): "Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya", niscaya kamu mejawab: "Komi tidak tahu apakah hari Kiamat itu, kami tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kamu sekali-kali tidak meyakini(nya)". (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 31)

ومَا يَتُبِعُ آكُتُوهُمْ اِلاَ طَنَا اِنَ الطَنَّ لاَ يُغَيِّ مِنَ .Firman-Nya Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti :الْحَقَ شَيْنَا kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna untuk mencapai kebenaran. (Q.S. Yunus [10]: 36)

#### (اَلُظَامِرُ) Azh-Zhaahir

i adalah salah satu asma Allah. Sebagaimana firman-Nya, هُوَ الْخَارُوَ الطَّامِرُ وَالنَّامِلُ (Q.S. Al-Hadiid [57]: 3). Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa المقامر adalah Dialah (Allah) yang nyata dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan ada-Nya, sedang Zat-Nya tersembunyi dari kita. Yakni, tidak dilihat oleh mata kita. Jadi, Dia nyata dengan bekas-bekas dan hasil-hasil ciptaan-Nya. 1

#### (ظهَارٌ) Zhihaar

Firman-Nya, وَمَا جَعَلَ أَزُواجِكُمُ اللاني لَطَاهِرُونَ مِيَّنَّ . Dan dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu zhihar itu sebagai ibumu. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 4)

Keterangan

Kata zhihaar tidak tersebut dalam Al-Qur'an, namun tafsiran dari kata tazhaahara. Imam ash-Shabuni menjelaskan bahwa القطار المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ ا

Sedangkan makna asalnya, ialah berhadaphadapan antara punggung dengan punggung (muqabalatuzh zhahri bi-zhahri, saling membelakangi dengan punggung). Dikatakan: ظاهر فلان فلان فلان, artinya si fulan menghadapkan punggungnya dengan punggung dia. Kemudian, digunakan sebagai perilaku yang diharamkan dalam kehidupan rumah tangga, suami istri. Di mana, istrinya di posisikan sebagai muhrim (yang tak boleh dinikahi) karena sama dengan punggung ibunya.

يَوْدَ أَخَدُ رَٰئِكَ مِنْ بَنِي ءَادَم مِنْ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 172) كَلْبُورِهِمْ ذُرْتَيْهَمْ ialah jamak dari zhahrun, "punggung". Yakni bagian tubuh yang terdapat padanya tulang

<sup>1.</sup> Shofwoutut-Tofousiir, jilid 3 hlm. 235; dan heliau juga menjelaskan bahwa Imam al-tu mengatakan: Azh-Ziuhar menurut lughat, adalah bentuk masdar dari علية, yakin waran mufa'olotum dari الشيخ Maksudiya, ia mengandung dua makna yang berbeda, yakali membalikkan punggung, adalah makna secaa lafziyah yang berbeda maksudiya maka dikatakan baba Zaid menghadapkan punggungnya dengan punggung umax. Dan ini adalah makna hakik, asalnya شعود punggunghaday bersaing (idzo ghaoyozhahu). Lihat, Ash-Shabuni, Tofsir Ahkam, jilid 2 hlm. 514.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 158.



belakang dari kerangka manusia yang merupakan tiang dari bangunan tubuhnya. Oleh karenanya zhahrun bisa dipakai untuk menyatakan seluruh tubuh.13

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظُهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا , Firman-Nya لَمُنْقَعُ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 97) An yazhharuuhu: memanjat dan mendakinya karena tinggi dan (içinnya.2)

(Q.S. الَّذِي أَنْفُضَ طَهْرُكَ (Q.S. Adapun firman-Nya) Al-Insyiraah [94]: 3) maka azh-zhahra ialah punggung. Maksudnya, jika beban yang dipikulnya berat, maka dari mulutnya akan keluar suara yang samar (ngeden; Jawa).31

Dan وَزَاءَ طُهُورِكُمُ Ke belakang punggung. Dan تُوتُرَكُتُمْ مَا خَوَلُنَاكُمْ وَزَاءَ طَيُورِكُمْ ,Seperti firman-Nya kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu. (Q.S. Al-An'am [6]: 94)

Berikut makna Zhahara yang tertera di beberapa ayat:

1) Zhahara berartí "menolak ajaran", "membuang", seperti dinyatakan: نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابُ كِتَابَ اللَّهِ وَزَاءَ طُبُورِهِمْ Di antara sebagian dari ada orang-orang yang diberi Al-Kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 101); begitu juga وَرَاءَكُمْ طَهُرِنَّا Terbuang di belakangmu. Dikatakan: جعلة ظيرتًا, maksudnya ia menjadi tak menghiraukan dan terlupa (dikesampingkan). 4 Seperti Syu'aib a.s. yang menyindir kaumnya, yakni mereka menghormati keluarganya dan mengesampingkan Allah, yang tertera di dalam firman-Nya: Syu'aib menjawab: "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu dari pada Allah, sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Huud [11]: 92)

- Zhahara berarti "menyaksikan", يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ النُّنْيَا وهُمْ عَنِ,dinyatakan (Q.S. Ar-Ruum [30]: 7) maka, الْأَخْرَةَ هُمُ غَافلُونَ Zhaahirul-hayaatid-dunyaa: hal-hal mereka saksikan, berupa gemerlapnya dunia dan kelezatannya, yang cocok dengan nafsu syahwat dan merangsang mereka (orang-orang kafir) untuk senang bergelimang di dalamnya, dan tekun memeliharanya. 13
- Zhahara berarti "menguasai". Misalnya, هُوَ الَّذِي .Q.S) أَرُسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهَرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ At-Taubah [9]: 33) azhharahu 'alasy-syai': menjadikannya berada di atas dan menguasai sesuatu.21
- طَاهِرِينَ Zhahara berarti "menang", misalnya ظاهِرِينَ berarti orang-orang yang menang. Seperti فَأَيْدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصِيَحُوا ,firman-Nya :Maka Kami beri kekuatan kepada orang: ظَاهِرِينَ orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang, (Q.S. Ash-Shaff [61]: 14)
- 5) Zhahara berarti "menolong", seperti kata ظَهِيرًا, yang berarti menjadi penolong. Sebagaimana firman-Nya: Musa berkata: "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penalong bagi orang-orang yang berdosa". (Q.S. Al-Qashash [28]: 17) Maksud ayat tersebut bahwa keberadaan Musa terhadap orang-orang yang berdosa ia tidak menjadi penolongnya.

Begitu juga zhahara dengan قُلُ لَيْنَ اجْتَمَعَتُ الْإِنْسُ ,menolong" seperti dinyatakan" وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلَ هَذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلُه وَلَوْ كَانَ يَعْضَهُمْ (Q.S. Al-Israa' [17]: 88) maka, Zhahiiran لبغض ظهيزا dimaksudkan dengan orang yang memberi bantuan dalam mendatangkan semisal Al-Qur'an yang hendak mereka coba merealisasikannya. 31

<sup>3.</sup> Tofsır Al-Maraghi, plid 5 juz 15 hlm 90.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 102.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 12.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 189.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab zha' hlm. 578.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, niid 7 juz 21 hlm. 27.

<sup>2.</sup> tbid, jibd 4 juz 10 film, 106.







### 'Abaa (أَيْنَا)

Firman Allah Swt., اَقُلُ مَا يَعِباً بِكُمْ رَبِي لَوْلا دَعاوَكُم (Katakanlah kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. (Q.S. Al-Furgan [25]: 77)

#### Keterangan

Dikatakan, الما تعبأ به berarti aku tidak mempedulikannya; berasal dari kata الفئ (al'ab-u) yakni ats-tsiqlu (berat) seakan-akan ia berkata tidak jelas lagi timbangan dan ukuran yang dimilikinya. Ada pula yang mengatakan dari عبنت الطبية (mempersiapkannya dengan baik) seakan-akan ia dikatakan tidak ada yang tersisa buat kalian andaikata tidak ada permohonan. Maksud ayat di atas adalah karena faktor kemusyrikan ibadah seseorang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan, tidak dicatat, karena tidak ada keimanan. Karena keimanan adalah syarat utama diterimanya amal seseorang.

## (عَبَثُ) Abatsa'

Firman-Nya, الْعَمْ عَبِنَا وَأَنْكُمْ إِلِينا كَا تُرْجَعُونَ اللهِ: Maka, apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan? (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 115)

#### Keterangan

Dikatakan: غيث عبنا. Yakni, usaha yang tidak punya faedah, main-main. اKata 'abatsan pada ayat di atas adalah bentuk masdar yang menegaskan keadaan ciptaan-Nya. Bahwasanya ciptaan-Nya adalah bukan sesuatu yang tanpa faedah, termasuk di dalamnya menciptakan manusia; berawal dari tidak bernama lalu menjadi makhluk yang memiliki sebutan. Secara

biologis wujud seorang manusia bermula dari air mani, gumpalan darah, daging hingga menjadi bayi dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, pengertian *abatsan* pada ayat tersebut mengacu pada keseriusan Allah dalam menciptakan manusia dengan menyebutkan urutan dan proses kejadiannya.

#### (عَبُدُ) Abada

Firman-Nya, نَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا Dan mereka berkata: "Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), padahal kaum mereka (Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?" (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 47)

#### Keterangan

'Aabid ialah para pembantu yang patuh (Khadamun munqaaduun). Abu Ubaidah mengatakan, orang Arab menyebut setiap orang yang tunduk kepada raja dengan 'aabid. Al-Mubarrad mengatakan, al-'aabid ialah orang yang taat dan tunduk.' Dan غَبْنَهُ, berarti dzallalahu (merendahkannya). Dan dikatakan: عَبْدُ فَالاناً, yakni, mengambil si fulan sebagai hamba. Demikian penjelasan kata 'abada secara bahasa.

Sebagai kata yang bernuansa syara', kata 'abdun atau ibadah dapat diketahui istilah-istilahnya sebagai berikut:

<sup>1.</sup> Ar-Raghib Al-Asfahani, Mu'jam Mulradat Alfaazhil Qur'on, him. 330; al-'b-u (deng. ، kasrah) berarti al-himia (beban) Lihat, Muhtaorush-Shibhadh, him. 407 maddah المناء المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام ال

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain Ihlm. 579.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jihid 7 juz 19 hlm. 85

<sup>2</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 25.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'oin hlm, 579.





- . عَيْدُ الْطَاعُوْنَ (1 Sebagaimana firman-Nya: Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera-dan babi dan orang-orang yang menyembah thagut?" mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maa-idah; 5: 60); di mana dimaksudkan dengan 'setiap الطَّاغُوتُ lafaz sesuatu yang menunjukkan kepada pangkal dalam kesesatan dengan cara memalingkan dari jalan kebaikan'. 11 Baca Thaghay.
- عبادة القينان (Sebagaimana firman-Nya, Bukankah Aku telah memerintah kepada kamu hai Bani Isra'il supaya kamu tidak menyembah setan? (Q.S. Yasin [36]: 60)

Maksudnya, penyembahan kepada tuhantuhan palsu selain Allah. Penyembahan di sini dinisbahkan kepada setan karena dialah yang menyuruh melakukan dan membuatnya dipandang baik.<sup>21</sup>

- 3) يَبْابِيْ Hamba-Ku, yakni diidhafahkan dengan ya; merujuk kepada Luth a.s. Seperti firman-Nya, اَفْاَسُر بِعبَادِي لَيْلَا اِنْكُمْ مُثْنِعُونَ Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 23). Begitu juga sejumlah ayat yang menggunakan ungkapan عبنادي, yang maknanya hamba-hambu-Ku. Di antaranya, عبنادي Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. (Q.S. Al-Fajr [89]: 29)
- 5) عبنا الرخفتان : Hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang. Yang ciri-cirinya antara lain: 1) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, 2) orang yang melalui

malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, 3) orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". (Q.S. Al-Furqan [25]: 63-65)

6) عنبه: Hamba-Nya. Diidhafahkan dengan ha', Di antaranya ialah Muhammad saw. ketika menjalankan Isra' Mi'raj, منبه أَسْرَى بِعْنِيهِ Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam... (Q.S. Al-Isra'

Jenis *idhafah* di atas maknanya adalah memuliakan, menyayangi karena sifat-sifat para pelakunya yang selalu mengabdi.

Adapun firman-Nya, إِنْ فِي هَذَا تُعْلِاعًا تَعْوَمٍ عَابِدِينَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21: 106) Al-'Abiid adalah orang yang mengamalkan hukum dan adab syariat yang diketahuinya.<sup>1]</sup>

Maka, اعتبنني: Sembahlah Aku. Adalah uslub perintah, yang berarti meniadakan penyembahan kepada selain-Nya. Sedangkan nun dan ya(yang maknanya Aku, Allah) yang berada di belakang kata kerja 'amr (perintah) a'bud menunjukkan dekatnya Allah kepada hamba-Nya sebagai yang berhak untuk disembah dan dipatuhi melebihi hak kepatuhan kepada selain-Nya. Dan penyembahan tidak akan tertuju kepada-Nya tanpa mengamalkan hukum dan adab syariat-Nya, yang di antaranya ialah salat.

Perintah menyembah kepada Allah saja tertera juga di lain ayat, di antaranya, يامِبادِي الْنِين Hai hamba-hamba-Ku yang beriman sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 56)

Sebuah ungkapan akan rasa sayang sekaligus keintiman hubungan antara Allah terhadap para hamba-Nya, hal itu ditunjukkan oleh kata 'ibaadiy (dengan ya yang dinisbahkan kepada

<sup>1.</sup> Ibid, juz 2 bab tha' htm. 558.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 23-24.

<sup>3.</sup> At-Tashul li 'Uluumit-Tanzul', juz 2 hlm. 518.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghr, jilid 6 juz 17 hlm. 75



Allah, "hamba-hamba-Ku"). Sedangkan uslub hashr (kalimat pembatas) ditunjukkan juga oleh kalimat fa-iyyaaya fa'buduun, seperti halnya dengan iyyaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, berupa didahulukannya kata iyyaaya (jar majrur) yang berimplikasi tercapainya pengertian "hanya kepada-Ku" kalian menyembah. Kemudian isyarat nash ini mentahbiskan bahwa Allah hendak mengambil hak-Nya yang tak dipedulikan lagi oleh para hamba-Nya sebagai satu-satunya yang punya hak dalam hal menyembah.

Adapun نِعَمَ الْعَبَدُ: Sebaik-baik hamba. Yang dimaksud adalah Sulaiman a.s., putra Dawud a.s. karena ia banyak kembali (awwaabu) (Q.S. Shaad [38]: 30). Begitu juga Ayyub a.s. karena kesabarannya dan sebaik-baik hamba (Q.S. Shaad [38]: 44).

ialah tunduk dan patuh seperti عنداً budak melakukannya.11 Dan al-11baadah berarti perasaan merendahkan diri yang disebabkan merasakan keagungan terhadap yang disembah.<sup>2</sup>] Seperti ungkapan غَيْدا, "seorang hamba", yang dinyatakan: عَبُدا إِذَا صَلَّى: Seorang hamba ketika dia mengerjakan salat. (Q.S. Al-'Alaq [96]: 10) Yakni, penyebutan nakirah yang sifatnya memuliakan; merujuk kepada. Muhammad saw, selaku hamba yang dimuliakan. Hal ini berbeda dengan ungkapan 'abdan dengan penyebutan isim nakirah (tanpa al, atau tanpa idhafah) yang sifatnya merendahkan (li-tahqiir), إِن كُلُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَأَلْأَرْضِ Tidak ada seorangpun di langit: إلاءَائي الرَّحْسَ عَبْدًا dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. (Q.S. Maryam [19]: 93) Yakni, tidak ada pada hari itu (Kiamat) yang kuat, semuanya tertunduk. 31

Adapun jenis penyembahan diungkapkan dengan kata 'ibaadah, seperti عِنادَيْكُمْ, yakni penyembahan kamu (berlaku sebagai jenis, bentuk, gaya ibadah yang kamu lakukan). Seperti yang tertuang di dalam firman-Nya, اِن َعْنَا عَنْ عِبَادَتُكُمْ (Sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu (kepada Kami). (Q.S. Yunus [10]: 29) yakni, uslub yang menandakan adanya unsur celaan, karena adanya qarinah "Cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan kamu", arti selengkapnya: Cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan kamu bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu (kepada Kami). (Q.S. Yunus [10]: 29)

Begitu pula jenis peribadatan yang diingkari pada saat manusia dikumpulkan di hari Kiamat, yang diungkapkan dengan, نوْكَانُوا بِبِبَادَيْهِمْ كَافِيْنِيْن Dan (sesembahan-sesembahan itu) mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 6) yakni, bentuk sesembahan (pengabdian) tanpa dasar petunjuk yang benar dari Allah dan para utusan-Nya, maka pada saat itu ia berubah menjadi musuhnya.

Sedangkan firman-Nya, لا أَغَيْدُ مَا أَغَيْدُ مَا أَغَيْدُ (٢)وَلا أَنْتُمْ عَايِدُونَ مَا أَغَيْدُ (Q.S. Al-Kafirun [109]: 2-5) yakni Dia-lah Allah yang Esa tidak ada serikat bagi-Nya, kemudian وَلا أَغَيْدُ مِيادَبِكُمُ yakni مِن maksudnya aku tidak menurut cara yang kamu lakukan, tidak juga mencontoh peribadatan kamu. Dan aku hanya menyembah Allah berdasarkan cara yang dicintai dan diridaí-Nya, oleh karena dikatakan: وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ مِنْ أَغَيْدُ مِنْ أَغَيْدُ مَا الْعَنْدُ مَا إِنْكُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ لَعْلَاهُ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ لَعْلِمُونَ مَا أَغَيْدُ مَا الْعَنْدُ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ الله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ لَعْنِمُ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ مَا الله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ الله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ لله وَلا النَّمُ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ لله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ الله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ الله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدُلُهُ الله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَغَيْدُ الله وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدَالِهُ وَلَيْ الله وَلَا أَنْكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدُلُهُ وَلَيْ الله وَلَيْكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدَالَهُ وَلَيْ الله وَلَيْكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدَالِهُ وَلَيْكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدَالِهُ وَلَا الله وَلَا اللّهُ عَالِمُونَ مَا أَعْدِيْكُمْ الله وَلَا الله وَلَا أَعْدُونَ مَا أَعْدَالِهُ وَلَا أَنْكُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدِيْكُمْ الله وَلَيْكُمْ عَالِمُونَ مَا أَعْدَالِهُ وَلَا أَنْكُمْ عَالِمُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ مَا أَعْدُونَ أَنْعُلُونَ مُعْلِيْكُونُ مِا أَعْدُونَ مَا أ

Adapun لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ adalah meniadakan pekerjaan karena ia jumlah fi'liyah (kalimat yang terdiri atas fi'il dan fail), dan وَلاَأْنَا عَابِدُ مَا عَبَدُنُهُ

<sup>1.</sup> Tafsir İbnu Katsir, jilid 4 hlm 690.



<sup>1.</sup> Ibid, plid 6 juž 16 hlm. 85.

<sup>2.</sup> Ibid, jılid l juz 1 hlm. 62

<sup>3.</sup> Lihar, Ats-Tsa'alabi, Fiqhul-Lughah wa Sirrul 'Araabiyah, Qismuts-Tsaani, fashi Sunanui 'Arab, 'Yakni penyebutan dengan nakirah yang dimaksud dengan memulyakan dan juga menghinakan, begitu juga penyebutannya dengan isim morifat (dengan of ataupun idhafah) yang sifatnya memulyakan sebagaimana kata pada surat Ad-Dukhan ayat 23 dan surat Al-Isra' ayat 1, surat fajir ayat 29 sebagaimana di atas. Lihat juga pada kitab-kitab balaghah seperti Jowoahirul-Boloaaghah fil-Ma'oaniy wa Al-Bodii', oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy, Daar Al-Fikr (1994M/1414H), hlm. 111-113.

lmam Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa عباد, dengan dihilangkan ya'nya adalah *khitob* yang ditujukan kepada Rasulullah saw. secara khusus, bukan untuk yang lain, karena mereka tidak menyaksikan *khithab* tersebut dan tidak mengetahui melainkan dengan perantara seorang casul, dan hal =

ini berbeda dengan firman-Nya, بامياد لا خوف مليكم النوز راؤ التم تحرير ول (Q.S. Az-Zukhruf [43]- 68); dan begitu juga firman-Nya, المين أسرفوا على القسيم (Q.S. Az-Zumar [39]- 53] karena beliau saw. mengajak mereka agar selamat kerslamannya dan kernbali dapat melaksanakannya agar kedudukan mereka menjadi balik; dan begitu pula firman-Nya, ياميادي الذين الذين التحقيق (Q.S. Al-'Ankabuut [29]- 56] dmaksudkan dengan ajakan kepada mereka (orang-orang beriman) agar semangat dengan keimanannya.tuhat, Al-Burhan fi 'Uhumil Qur'an, juz 1 hlm. 404-405.





menunjukkan tidak diterimanya peribadatan mereka secara keseluruhan karena peniadaan (nafiy) dengan tarkib ismiyah (kalimat yang terdiri atas mubtada' dan khabar) merupakan penegasan (ta'kid) seakan-akan meniadakan perbuatan (vakni, tidak dianggap melakukan ibadah), yang maknanya meniadakan peristiwa ibadah dan tidak ada kemungkinan-kemungkinan secara syari'i yang menunjukkan peribadatan mereka (orang-orang kafir) diterima. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-'Abbas bin Taimiya. 1] Susunan ayat di atas dapat ditemukan pada ayat lain, قُل -Katakanlah kepada orang) ,مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Q.S. Al-Furgan [25]: 77)

Maksud ayat di atas adalah karena faktor kemusyrikan ibadah seseorang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan, tidak dicatat, karena tidak didasarkan keimanan. Sebab keimanan adalah syarat utama diterimanya amal seseorang.

Muhamad Al-Ghazali dalam bukunya fiqhu sirah menjelaskan: "Ibadah bukanlah bentuk ketaatan karena paksaan atau tekanan, melainkan dorongan rasa ikhlas, rida dan kecintaan; ibadah juga bukan ketaatan karena bodoh dan karena taksabar, melainkan atas dorongan pengertian". <sup>21</sup> Artinya ibadah bukanlah ketaatan buta, namun berdasarkan pengetahuan (ilmu, dalil syara') sebagai tangga diterimanya amal seseorang, dan terjauhnya seseorang dari larangan Tuhan(Allah Swt.):

Ibadah dalam pengertian 'tata cara melalui wahyu yang diterima Muhammad saw. seperti salat, puasa, zakat, haji dalam rangka mengabdi kepada-Nya' adalah haram dilakukan sebelum ada contohnya, sebagaimana kaidah fikih:

الأَصَلُ فِي أَلْعِبَادَةِ لِتُحْرِئِمِ

"Asal di dalam ibadah menunjukkan keharamannya."

Ibadah dengan tata caranya sendiri sebagai sesuatu yang gaib (hanya berdasarkan wahyu), maka sebagai bentuk amal saleh, Al-Qur'an menegaskan:

... ولا يُشْرِكُ بِعِبَادضة رَبِّهِ احَدُا "... jangalah seorangpun menyekutukan: sesuatupun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 110)

#### (عَابري) Aabiriy'

Dikatakan: مضى, عَبْرَيْعَبْرُ-عَبْرا-عَبُوْراً, yakni مضى, "lewat", "berlalu". Yakni, kata yang menjelaskan tentang berjalannya seseorang. Misalnya: إلا عابري Kecuali (sekadar) berlalu saja. (Q.S. An-Nisa' [4]: 43) Berawal dari kata ini, maka istilah l'tibaar dimaksudkan dengan sesuatu yang telah lewat dengan memberi pesan dan kesan.

## اعْرُةُ) Ibratun'

Firman-Nya, لَفَدُ كَانُ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأَوْلِي الأَلْبَابِ (Q.S. Yusuf [12]: 111) Maka, al-'ibrah ialah keadaan yang digunakan sebagai penghubung, yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak disaksikan dengan sesuatu yang disaksikan (nyata). Maksudnya, mengambil pelajaran dan teladan dari suatu peristiwa, berasal dari kata غرة, yang berarti "pengajaran", "teladan". <sup>21</sup>

Yakni, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Yusuf a.s. kemudian hal ini berguna bagi Muhammad selaku penyampai risalah Tuhannya, dengan cara mengambil pelajaran dari kisah Yusuf sebagai berita yang gaib. Di antaranya: a) tipu daya berupa dimasukkannya Yusuf ke sumur oleh saudaranya; b) sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya; c) dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam; d) sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sesembahansesembahan yang lain); e) datangnya siksa Allah, atau datangnya Kiamat secara mendadak, sedang mereka tidak menyadari?; f) apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan) umatnya dan telah menyakini bahwa para rasul-Nya telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, maka

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 hlm 690.

Muhammad Al-Ghazali, Fighu Siroh (Penerjemah: Abu Laila, Muhammad Thahir), hlm. 331 tahun 1985, Al-Ma'arif-Bandung.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 55.

<sup>2.</sup> Prof. DR., Mahmud Yunus, Qamus Arab-Indonesia, hlm. 252.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



diselamatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Allah dari orangorang yang berdosa. (Q.S. Yusuf [12]: 102-111)

Bentuk-bentuk i'tibar selanjutnya disebutkan di beberapa tempat, di antaranya:

- 1) Dua golongan, kafir dan mukmin yang berperang: "Sesungguhnya telah datang tanda bagi kamu pada dua golongan yang bertemu (bertempur) segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 13)
- 2) I'tibar mengenai perjalanan awan: "Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagianbagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakannya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilaun kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orangorang yang mempunyai penglihatan", (Q.S. An-Nuur [24]: 43-44)
- 3) I'tibar tentang perjalanan Musa a.s., melawan Fir'aun: "Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah Thuwa: "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan kamu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)" Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepada-Nya?" Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang

besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia 'berpaling seraya berusaha menantang (Musa). Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi". Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya". (Q.S. An-Naazi'at [79]: 15-26)

- 4) I'tibar terhadap terbentuknya susu: "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah di telan bagi orang-orang yang meminumnya". (Q.S. An-Nahl [16]: 66) (Lihat pula Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 21)
- 5) Pengusiran kelompok Yahudi dari Mekah: Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa bentengbenteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 2)

## (عَبَسَ) Abasa

Firman-Nya, ثَمُ عَنِسَ وَبِسَرَ bermasam muka dan merengut (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 22)

Keterangan

Dinyatakan: عَبْسَ فَانٌ غَبْسًا وَعُبُوْسًا. Berpadunya antara kulit mata dan kulit dahinya, merah



## ~+{

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



padam.<sup>11</sup> Dan 'abasan pada ayat di atas dimaksudkan dengan, berubah masam mukanya karena marah (kurang senang).<sup>21</sup> Dan 'ubuusan (غنونا) adalah kesempitan dan qamthariir adalah panjang dan lama. Ibnu Jarir mengatakan: "Dan itulah hari yang sangat keras dan paling lama dalam melahirkan malapetaka dan bencana".<sup>31</sup> Seperti firman-Nya, ينونا عنونا فنطريزا: suatu hari yang (di hari itu orang-orang) bermuka masam, penuh kesulitan. (Q.S. Al-Insan [76]: 10)

## (عَبْقَرِيٌّ) Abqariyyun'

Al-'Abqariy' adalah sifat bagi tiap-tiap sesuatu unggulan yang karenanya sesuatu tersebut mempunyai nilai lebih. Dikatakan: رَجُنُ عَنْفُرِيَ وَنُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلُوبُ عَنْفُرِيَ وَلَوبُ عَنْفُرِيَ وَلَوبُ عَنْفُرِيَ وَلَوبُ عَنْفُرِيَ وَلَوبُ عَنْفُرِيَ عِمَالِي Al-'Abqariy adalah jenis permadani yang diperuntukkan bagi penghuni surga. Lafaz ini tertera di dalam firman-Nya, وَعَنْفُرِيَ مِعَانِي عِمَالٍ dan permadani-permadani yang indah. (Q.S. Ar-Rahman; 55: 76)

## (ٱلْمُعْتَمِيْنُ) - Al-Mu'tabiin (عَتَبِيُنُ

Firman-Nya, وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ Dan tidak (pula) mereka diperbolehkan meminta maaf. (Q.S. An-Nahl [16]: 84)

Keterangan

Dikatakan: الشفعية وغنية, berarti berbicara kepadanya dan mengingatkannya dengan penuh kasih sayang. Dan perkataan: واغنية غنائية وعنائية وعنائية وعنائية وعنائية وعنائية وعنائية وعنائية وعنائية وعنائية وعنائية berarti menggembirakannya setelah memperlakukannya dengan buruk. Dan almu'tabiin adalah orang-orang yang tidak dikabulkan permintaannya. Arti selengkapnya: Jika mereka bersabar (menderita azab), maka nerakalah tempat diam mereka dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. (Q.S. Fushshilat [41]: 24)

Imam Al-Maraghi menjelaskan, sebagaimana perkataan orang, عَنْبَيْ فَلانٌ, artinya si Fulan memberikan keridaannya kepadaku setelah ia murka kepadaku. Al-Khalil berkata: "Kalau kamu mengatakan: اِسْتَعْتَلِتُهُ فَأَعْلَيْتِي 'saya meminta keridaannya untukku, maka dia pun meridaiku". <sup>1</sup>

Adapun firman-Nya, مَعْبَرُهُمْ وَلاَ هُمْ يَسْتَعْبُونَ (Q.S. Ar-Ruum [30]: 57) Maka, Yusta'tabuun maksudnya mereka dituntut untuk melenyapkan celaan dan murka Allah terhadap diri mereka dengan jalan bertaubat kepada-Nya dan mengerjakan ketaatan. Mereka tidak dituntut untuk bertaubat karena azab telah pasti atas mereka. Dikatakan: اسْتَعْبَيْنِي فُلاَنْ قَعَابَيْنُهُ, artinya si fulan meminta kerelaanku, maka aku pun rela kepadanya. المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنا

### (عَتيدٌ) Atiid'

Firman-Nya, غَنْ يَلْفِطُ مِنْ قَوْلِ إِلاَ لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَبِيدُ Tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Q.S. Qaaf [50]: 18)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa غنيذ adalah <u>haadhirun muhayya'an</u>, yakni, "yang hadir dalam posisi siap". Menurut Al-Jauhari, bahwa الغنيد adalah sesuatu yang dihadirkan dengan kondisi yang serba siap (asy-syai'ul-hadhirul-muhayya'u). Di antaranya firman-Nya, قال فرينهُ هذا ما لذي عنيد Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku".<sup>3]</sup>

## (أَلْعِثُقُ) Al-'ltqu

Dikatakan, عَثَقَ الْغَيْدُ عَبْمَا وَمِنافاً وَعَنافاً كِاللهُ. Yakni, hamba sahaya yang telah merdeka. Al-'Atiiq juga berarti al-qadiim (yang dahulu), dan baitul 'atiiq berarti Ka'bah (yang berarti rumah yang telah tua usianya), sedang bentuk jamaknya adalah tua usianya), sedang bentuk jamaknya adalah tua usianya) ban Ka'bah dikatakan al-'atiq; "yang tua", karena ia adalah rumah pertama yang diletakkan bagi kepentingan ibadah manusia. 5

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain him 580.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 38.

<sup>3.</sup> Ringkasan Tofsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 878.

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wasith, juz 2 bab 'ain hlm. 581.

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 5 juz 14 hlm. 124.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 24 hlm 118-119.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 66

<sup>3.</sup> Shafwaatat-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 241; dan dikatakan: اعبد الذين Yakni, mempersiapkannya. Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab 'ain hlm. 582.

<sup>4</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain him. 582.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 6 juz 17 hlm. 106.

### (عَتَلَ) Atala

Firman-Nya, الْجَجِيمِ الْعَجِيمِ كَانَ سُوَاءِ الْجَجِيمِ Peganglah ia dan seretlah dia ke tengah-tengah nereka. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 47)

Keterangan

"Utulun artinya yang kaku kasar." Dinyatakan: غنل عنلا , yakni menghinakannya dengan hinaan yang menyakitkan (jarrahu jarran 'aniifan) dan merusak (citra diri) lalu menyeretnya. Dan dikatakan: غنله الله السبخن , yakni menggiringnya ke penjara. اعنله بعد ذلك زنيم , Yang kaku kasar, selain dari yang terkenal kejahatannya. (Q.S. Al-Qalam [68]: 13)

#### (عَتُوْ) Ataw

Firman-Nya, ياصالخ انتِنَا عَنْ الْمَرِيَّةِمْ وَقَالُوا Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata: "Hai Shaleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang diutus (Allah)". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 77)

Keterangan

'Ataw(عنو) pada ayat di atas maksudnya mereka berlaku durhaka dengan sikap sombong, baik karena kelemahannya atau ketidakmampuannya.<sup>3)</sup> Dan bentuk keangkuhannya adalah menyembelih unta mukjizat Nabi Saleh a.s.

Adapun kata 'itiyyan seperti firman-Nya, فَالَ رَبُ أَنَى يَكُونُ لِي غَلَامٌ وَكَانَت امْرَأَتِي عَاقرًا وَقَدُ بِلَغَتْ مِنَ الْكِبْرِ عَنَى الشَّيْخِ : (Q.S. Maryam [19]: 8) Dikatakan: عِبْنَا Orangtua itu telah sangat tua dan berumur panjang. Misalnya وَرَا عَنَا يَفْتُو عَنْوَا وَعِبْنِا , yang berarti sendi-sendi dan tulang mengering. 4

Ataw bisa juga berarti "keengganan", maksudnya justru karena mempunyai kekuatan. Seperti keengganan orang yang perkasa dan sombong. Sebagai contoh mereka mengatakan, خلف عابة, "Pohon kurma yang tinggi yang susah dipetik buahnya bagi orang yang menginginkannya, kecuali dengan susah payah memanjat dan menaikinya."

1. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlim, 583.

Di dalam Mu'jam dinyatakan: عَفَا مَ عُفُوهُ وَمِنِيًا Yakni, menjadi takabbur dan melampaui batas. المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة (Q.S. Maryam [19]: 69) Maka, 'Itiyyan maksudnya takabbur dan melampaui batas. الرَّفَعْقِ عِبْقًا

Adapun firman-Nya, وعَنَوْا عَنُوا كَيُوا كِيرَا Yang melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Kata 'ataw dan utuwwan diulang dua kali menunjukkan kedurhakaan yang melampaui batas baik melalui sikap ataupun ucapannya. Di antaranya sifat-sifat mereka dinyatakan: a) mengapa tidak diturunkan kepada malaikat; dan b) Mengapa kita (tidak melihat Tuhan kita? Karena yang demikian itu mereka memandang diri mereka besar. (Q.S. Al-Furqan [25]: 20-21)

## 'Atiyan (عَاتِيَةِ)

Firman-Nya, بريح صرصر غاتية Dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. (Q.S. Al-Haqqah [69]: 6)

'Aatiyan ialah 'atat 'alal khazzaan (datang dengan membawa banyak kehancuran). <sup>3</sup> Yakni, angin yang menimpa kaum 'Aad.

## (عَثَرَ) Atsara

Firman-Nya: فَإِنْ عُبُرْعَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِلْمُنَا Dan jika diketahui kedua saksi itu berbuat dosa (Q.S. Al-Maaidah [5]: 110)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa النخر, berasal dari النخر, yakni al-ithlaa'u 'alaihi min ghari sabqin thalaba lahu, artinya mengetahui sesuatu tanpa terlebih dahulu menanyakannya. Atsarahu 'alaihi, berarti memberitahukan kepadanya, maksudnya suatu pemberitahuan yang tidak dinanti-nantikan.

Al-'Itsaaru pada asalnya jatuh pada wajah. Orang mengatakan: مَثْرُ وَعَنَّارُ كَانُ وَعَنَارَ . Yakni, tergelincir, terperosok jatuh. Artinya dia jatuh pada wajahnya. Sedang dalam peribahasa, dikatakan:

مَنْ سَلَكَ الْجُدُدُ أَمِنَ مِنَ الْعِفَارِ "Barangsiapa berhati-hati, maka dia tak akan jatuh".

<sup>2.</sup> Ibid, juz 2 bab 'ain him. 583.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraght, plid 6 µiz 16 hlm. 33.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm 33.

<sup>5.</sup> Ibid, plid 3 juz 8 him, 197.

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain him. 583.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 73.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 173.

<sup>4</sup> Tofsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 48.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

Kemudian, kata-kata ini digunakan untuk arti mengetahui suatu perkara tanpa sengaja mencarinya. المُعْدَلِكُ أَعَالَيْنَا عَلَيْمَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ dan demikianlah Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah adalah benar bahwasanya kedatangan kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 21)

### (عَثُقُ) Atsaw'

### (عَجَبَ) Ajaba'

Firman-Nya, وَإِنْ تَعْفِتُ مِّعَفِيْمُ مَا اللهُ كُنَّا نُوايا لَلْهِيْنِ كَفُورًا بِرَيِّهُمْ : Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka: "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?" Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya; (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 5)

#### Keterangan

Yu'jibu: Menarik hati atau membuat takjub. Berasal dari kata al-'ajab dan at-ta'ajjub yang makna asalnya adalah "Suatu keadaan pada diri manusia ketika tidak ada pengetahuan tentang sebab musabab sesuatu". <sup>5</sup> Yakni, perubahan jiwa ketika melihat sesuatu yang mustahil menurut kebiasaaan. <sup>9</sup> Misalnya perintah menyembah Allah

saja dan meniadakan sesembahan-sesembahan yang lain, أَجَعَن الْالِيَةُ إِلْهَا وَاجِمًا إِنَّ مَنْدَ لَتَنَيِّ عُجَابً ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. (Q.S. Shaad [38]: 5)

Kata غيث maksudnya ialah bersangatan dalam keheranan. Seperti orang yang mengatakan غنون dan أمنون Maksudnya, bahwa ke-Esaan Allah adalah termasuk perkara-perkara aneh pada saat itu. Maka, tak ada jalan lain bagi kita kecuali bersabar terhadapnya, demikian kata orang-orang musyrik.

Maksudnya, mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (Rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan tuhantuhan itu Tuhan yang satu saja?

Dalam sebuah struktur kalimat kata عنهن dimaksudkan dengan baalighul-ghaayata fil-'ajabi, artinya yang menyampaikan maksudnya dengan bentuk yang mengagumkan. Menurut Al-Khalil, al-'ajiibu adalah al-'ajabu, dan al-'ujaabu, adalah keheranan yang melebihi batas.<sup>2</sup>1

Di samping contoh di atas, kata 'ajab juga berkenaan dengan tabiat orang-orang munafik, seperti firman-Nya, وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِئِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِئِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَمُوْ أَلْدُ الْجَصَامِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 204)

Maka dikatakan, A'jabahusy-syai' ialah membuatnya terpikat sehingga dianggapnya baik. Dan dikatakan pula, ra-ahu 'ajaban, artinya "tampak lain". "tidak sebagaimana mestinya". Orang-orang Arab mengatakan, عَنَيْ أَوْنَا الله يَشْهُمُ أَوْ الله يَعْلَمُ إِنَّا الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُوا الله وَهُمُ الله وَهُمُوا الله وَهُمُوا الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُوا الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

## (عَجَزَ) Ajaza'

وَأَنَّا طَنْنَا أَنْ لَنْ لُمِجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنَ ,Fírman-Nya نَخْجَرُهُ مَرْنا Dan sesungguhnya kami yakin kami : تُغْجَرُهُ مَرْنا

583.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 130; Mu'jam Al-Wasiith, Juz 2 bab 'ain hlm.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab 'ain hlm. 584.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 333.

<sup>4.</sup> Shehih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 175.

<sup>5.</sup> Mu'iom Mulradat Alfaazhii Qur'an, him. 333.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 69.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm 95; Al-Ujoob adalah sesuatu yang merangsang untuk dikagumi. Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab 'ain hlm. S84.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm 50.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 109.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan Allah) di muka bumi dan sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari pada-Nya dengan lari. (Q.S. Al-Jin [72]: 12)

Keterangan

Dikatakan: بغجز ينجز عجرة, "lemah". Bimu'jiziin yang tertera pada ayat tersebut maksudnya ialah luput dari Allah Ta'ala dengan melarikan diri. Hal senada juga disebutkan di dalam firman-Nya, تأو يَأْخُدُهُم فِي تَقَلِّهِمْ فَمَا هُم بِمَعْجِرِين atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak (azab itu), (Q.S. An-Nahl [16]: 46)

Berikut pengertian mu'ajiziin, mu'jiziy yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Firman-Nya, وَالْنِينَ سَعَوَا فِي ءَايَاتِنا مُعَاجِرِينَ أُولِئكَ لَهُمْ (Q.S. Saba' [34]: 5) maknanya (alah mughaalibiina (mengalahkan). Dan, Mu'ajiziyyun adalah musaabiqiyyun (mendahului). Maksudnya untuk setiap masing-masing dari keduanya tampil mengalahkan.<sup>2</sup>]
- 2) Firman-Nya, واعلموا اتكم غير منجري الله sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. (Q.S. At-Taubah [9]: 2-3) maka *Ghairu* mu'jizillaahi maksudnya ialah mereka tidak akan dapat luput dari Allah baik dengan jalan "berlari" atau "membentengi diri" (membangun benteng pertahanan).
- 3) Firman-Nya, تغشين الذين كنزوا مُغيِّرين في الأرض (Q.S. An-Nuur [24]: 56) Maka. Mu'jiziina fil-ardhi maksudnya ialah mereka dapat melemahkan Allah dari mengejar dan membinasakan mereka, sekalipun mereka melarikan diri ke seluruh pelosok bumi. المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 87

وَالَّذِينَ مَعَوَا فِي ءَايَاتِنَا مَعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابْ,Firman-Nya (4) الجعيم: Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. (Q.5. Al-Hajj [22]: 51) maka Mu'ajiziin dalam ayat tersebut maksudnya ialah mendahului dan menentang kaum mukminin; pada setiap kali kaum mukminin berusaha menampakkan kebenaran, maka mereka pun berusaha membatalkannya. Kata ini berasal dari perkataan; 'aajazahu fa-a'jazahuu, yang berarti dia berusaha mendahuluinya, maka ia pun dapat mendahuluinya.1

Kata 'ajaza sendiri adalah sifat yang dilekatkan kepada mereka dalam hal lemahnya melakukan penentangan terhadap kebenaran, baik melalui para utusannya, maupun melakukan upaya menghindar dari siksa akibat penentangannya sebagaimana tersebut ayat-ayatnya di atas. Sedangkan dari Allah disebut mukjizat lantaran para penentang utusan-Nya tidak mampu mendatangkan bahkan mengalahkan misi kebenaran yang dibawa para utusan-Nya tersebut.

## (عَجُوزٌ) Ajuuz

Firman-Nya, عَجُوزَ عَفِينَ "(Aku adalah) seorang perempuan yang tua yang mandul". (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 29)

Keterangan

Al-'Ajuuz adalah al-haramu (tua renta) di gunakan untuk bentuk mu'annas (perempuan) dan mudzakkar (laki-laki). Di antaranya, غَمْ عَجْزُ وَ مَجْابِزُ Yakni, mereka laki-laki yang tua renta, dan perempuan yang tua renta. Sedang, ayyamil 'ajuuz, menurut orang Arab adalah tujuh

<sup>2.</sup> Shahih At-Bukhari, jilid 3 nlm, 183.

<sup>3.</sup> Tafsic Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 52.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 6 juz 18 hlm. 127: adapun معوذ mam Al-Qurtubi menjelaskan pengertian dan batasan mengenai mukuzat. Di awal kitahnya, beliau menyatakan bahwa mukijizat itu adalah sesuatu yang hanya dibertkan kepada para nabi, yang dimaksudkan sebagai bukti keabsahannya sebagai nabi rasul Tuhan. Dikataki mukjizat, karena manusia tidak mampu mendatangkan hal yang sama sebagaimana yang diterima oleh para nabi.

Beliau mengajukan lima pokok persyantan bahwa sesuatu itu termasuk kategori mukizat, antara laini pertomo, bahwa mukizat tidak ada yang sanggup mendatangkannya selain Allah Swit. Maka terbefahnya bulan (mukizat Nabi Mu'ilimmad sawi), terbelahnya lautan (mukizat Nabi Musa a.s.), dan segala perbuatan luar bisa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia , termasuk kategori mukijizat dari Allah, dan hanya Dia-lah yang sanggup melakukannya; *Keduo*, Hendaknya mukijizat itu berupa sesuatu yang anch, di luar dari kebisaaan manusia (*khaanqud-ʻauda*h). Maka tongkat yang berubah menjadi ular (mukijizat Nabi Musa a.s.), terbelahnya batu yang di tengah-tengahnya keluar unta (mukijizat Nabi Shalih a.s.), keluarnya air s

dan ujung jari (mukjidat Nabi Muhammad sawi), dan hal-hal lain yang kefuar dan kebiasaan dan kemampuan manusia dalam mewujudkannya; Kefigo, Hendaklah mukjizat itu diperkuat sebuah risalah dari Allah Swi; Keempot, Hendaklah mukjizat itu diperkuat sebuah risalah dari Allah Swi; Keempot, Hendaklah mukjizat itu sesuai dengan dakwahannya dan dapat dibuktikan, dan tidak ada orang lain yang menyamainya.

Maka Musailamah Al-Kadzdzab yang pernah meludahi sebuah sumur yang tidak sedap baunya, lalu tiba-tiba sumur tersebut kering, kemudian dengan serta-merta hilanglah bau tak sedap dari sumur tersebut, nerupakan suatu kebohongan dan kejadian yang sangat kontras dengan maksud sebenarnya yang dinginkan oleh Musailamah, si pendusta. Kelima, hendaklah mukjizat itu tidak ada orang lain yang mampu menandinginya. Lihat, Al-Qurtub, Al-Joomi'ul-Ahkomul-Qur'an, muqaddimah, him. 50-51.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 124

# ~+@

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



hariyang ada pada musim panas. <sup>1</sup> Dan kata 'ajuuz pada ayat di atas menerangkan tentang kondisi istri Nabi Ibrahim a.s. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 28)

Adapun kata '*ajuuz* yang tertera di dalam firman-Nya, عجَوْزَاقِ الْعَابِرِيْن (Seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 169,170,171). Yakni istri Nabi Luth a.s.

### (عجاف) ljaafun'

Firman-Nya, سَبْطُونَ عَجَافٌ Tujuh sapi yang kurus. (Q.S. Yusuf [12]: 43)

Keterangan

'ljaafun adalah bentuk mufrad (tunggal), dan jamaknya أَعْجَفُ الرَّجُلِ Dan أَعْجَفُ وَعَجَفَاءٌ, yakni, lelaki yang benar-benar kurus. <sup>2]</sup> 'ljaaf pada ayat di atas adalah kata yang menyifati keadaan sapi yang dialami Yusuf a.s. dalam mimpinya,

## (عَجَلَ) Ájala

Firman-Nya, وَلاَ نَعْجِلُ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَى Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. (Q.S. Thaaha [20]: 114)

Keterangan

Al-'Ajalah adalah mencari sesuatu dan memilihnya sebelum tiba saatnya yang termasuk menuruti syahwat, dan karenanya ia menjadi tercela sebagaimana secara umum dinyatakan dalam Al-Qur'an sampai dikatakan al-'ajalah adalah berasal dari setan.<sup>31</sup> Sedangkan ayat di atas hendak menegaskan bahwasanya ketergesagesaan dalam membaca dan memahami Qur'an sebelum wahyu terkumpul secara lengkap adalah bagian dari campur tangan setan.

Makna lain kata 'ajalah adalah "menyusul". Seperti firman-Nya, قَالَ مُمْ أُولاً عِلَى الْذِي وَمَجِلتُ إِلَيْك Berkata Musa: "Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku)". (Q.S. Thaaha [20]: 84)

1. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 585

2 Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 334.

3. Ibid, hlm. 334.

Dikatakan: عجلة maksudnya ialah mendahului dia. Sedang اعجلة yakni "menyuruh adalah تُعْجِيْلُ الشَّيْنِ Adapun تُعْجِيْلُ الشَّيْنِ adalah mendatangkan sesuatu lebih cepat dari waktunya yang telah ditentukan atau yang telah dijanjikan. Sedangkan ألإستخجال بالشني, adalah meminta agar sesuatu itu didatangkan lebih cepat dari waktunya.21 Sebagaimana yang tertera di dalam وَلُوْ يُعْجَلُ اللَّهُ للنَّاسِ الشَّرُّ اسْتَعِجَالُهُمْ بِالْخَبْرِ لَقَصْي ،firman-Nya : Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan الثيم أجَلُهُمْ kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. (Q.S. Yunus [10]: 11). Maksudnya, bagi siapa yang mau diberi ganjaran bagi amal jahatnya dengan lekas di dunia maka Kami segerakan.3]

Adapun sifat tergesa-gesa manusia dinyatakan dengan 'ajuula, misalnya:وَكَانَ الْإِنْسَانُ. (Q.S. Al-Isra' [17]: 11) Lihat juga (Q.S. Al-Anbiyaaa' [21]: 37) (Q.S. Thaaha [20]: 14); dari Ibnu 'Amr dikatakan bahwa الْعَجُولُ adalah (angan-angan). Dikatakan demikian karena angan-angan menghendaki segera mendapatkan apa yang dicita-citakannya.41

Yakni, ucapan seseorang terhadap anaknya dan hartanya ketika marah (dengan mengatakan): "Ya Allah tidak ada keberkahan dan manfaat padanya".<sup>5]</sup>

#### (الفاجلة) Al-'Aajilah

الْعَاجِلةُ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa مَنْكَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةُ عُجِلْنَا artinya alam dunia. الله الله عَلَيْكَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلةُ عُجِلْنَا له (Q.S. Al-Israa' [17]: 18) لهُ فَيَا مَا نَشَاءُ لِمْنَ ثُمُرِيدُ ثُمُّ جِعِلْنَا لهُ

Dan dunia disebut al-'aajilah lantaran perputarannya yang cepat. Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa النجة adalah berjalan cepat (السُرْعة) lawan dari jalan setapak demi setapak رَفْلُ عَجِلٌ و عَجِلُ وَ عَجِلٌ وَ عَجِلٌ مِنْ Dan (البُطَة). Dan رَفْمِ عَجِلْ وَ عَجِلُ وَ عَجِلُ وَ عَجِلُ وَ عَجِلُ وَ عَجِلُ وَ عَجِلُ وَ عَجِلُ وَ عَجِلُ وَ عِجِلُ (tunggal), dan jamaknya adalah (tunggal), dan jamaknya adalah

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraght, jilid 3 joz 9 hlm. 70.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 4 juz hlm. 73.

<sup>3.</sup> A. Hassan, Tofsir Al-Furgon, catatan kaki no 1849 hlm 531.

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, *Lisaonul 'Aroob*, jilid 11 hlm. 428 maddah 🚉 🗧

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 144.

Tafsır Al-Maraghi, jılid 5 juz 15 hlm. 21.

<sup>7.</sup> Ibnu Manzhur, *Op. Cit.*, jilid 11 hlm. 425 maddah Jee

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (اَلْعجْلُ) Al-'ljlu

Al-'Ijlu artinya Anak lembu (pedet: Jawa) dari jenis lembu yang baik dan mulus. Atau bisa juga diartikan anak kerbau (gudel; Jawa) seperti halnya al-Hiwaar, "anak unta", dan almuhr, "anak kuda" (belo; Jawa).1] Dan bentuk jamaknya adalah غَجْلَةٌ وهو ٱلْعِجُوْل, dan untuk mu'annatsnya عِجْلَةٌ وَعِجُولَةٌ Sedangkan بَقَرَةٌ معجلًا adalah sapi betina yang mempunyai anak. Abu Khairah berkata: ia adalah anak sapi betina yang di saat dilahirkan oleh induknya berumur hingga satu bulan, kemudian terus menerus disusui yang masanya kira-kira dua setengah bulan, kemudian ia menjadi gesit dan jamaknya الفجاجين Kata ini tertera di dalam Firman-Nya, وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الُمِجْلُ بِكُفْرِهِمْ: dan telah diresapkan ke hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 93)

Adapun anak daging sapi yang gemuk dinyatakan: عِجْلٌ سَمِنِينَ. Yakni, hidangan yang disediakan oleh Ibrahim kepada tamunya yang tak dikenal (malaikat yang dimuliakan). (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 26-27)

## (عَجُمُّ) Ajamun'

'Ajamun adalah orang-orang yang tidak lancar berbahasa Arab, atau orang Badui. <sup>3</sup> Baca Al-A'raab.

## (عَدًّا) Addan'

Firman-Nya, إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدُّا: Sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. (Q.S. Maryam [19]: 85)

#### Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan: عَدُنَا بِنَا عَلَيْهُ artinya hitungan. Dikatakan: عَدُهُ عَدُّا , yakni menghitung individu mereka. <sup>4)</sup> Ayat di atas menurut susunan dalam bahasa Arab disebut maf'ul muthlak, yakni kalimat yang pengertiannya memantapkan suatu perbuatan. Maka kata kerja (fi'il) ya'uddu (menghitung), lalu diikuti dengan bentuk masdar berupa 'iddatan, maknanya berarti "benar-benar

menghitung", "teliti" dan "tidak meleset". Begitu juga kata 'adda yang dimuat dalam bentuk taukid (memastikan): نُقَدُ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّمُمْ عَدُا Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. (Q.S. Maryam [19]: 94)

Adapun, الفاؤين ialah yang mencatat dan menghitung segala amal dan umur para hamba. <sup>()</sup> Seperti firman-Nya, فَاسْأَلِ الْفَادِين maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 114)

Sedangkan firman-Nya, غندَ البَتِينَ وَالْعِمَاءِ. Adalah faedah dijadikannya matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanlah manzilah-manzilah (tempat-tempat) perjalanan bulan itu, artinya "hitungan tahun". (Q.S. Yunus [10]: 5 dan Q.S. Al-Isra' [17]: 12)

جُدُةُ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ النَّا عَشْرَ شَهُرًا اللهِ اللهِ النَّا عَشْرَ شَهُرًا sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan... (Q.S. At-Taubah [9]: 36)

Maka, 'adadan dalam ayat tersebut ialah mempunyai bilangan. Sedang yang dimaksud adalah banyaknya karena yang sedikit pada umumnya tidak perlu dihitung lagi. <sup>21</sup> Dengannya ditetapkan hitungan hari, minggu, bulan, dan tahun.

## (عدَّةٌ) Iddah'

Masa menunggu seorang istri ada dua macam: pertama, ketika ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234); kedua, ketika dicerai (ditalak) suaminya, maka masa iddahnya 3 kali suci, setelah habis masa iddah, suami lebih berhak untuk rujuk dalam masa menanti itu

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 67.

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 11 hlm. 429 maddah 🗦 ⊱

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 586.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 85.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 60.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 121.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 587.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

karena menghendaki islah. (Q.S. Al-Baqarah: [2]: 228)

Sedang kata 'iddah yang berkenaan dengan puasa berarti "mengganti", maksudnya menghitung hari yang ditinggalkannya karena suatu halangan yang dibenarkan syara'. Seperti tersebut dalam surat Al-Baqarah: pertama, bagi yang sakit dan dalam perjalanan, maka ia menggantinya sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain; kedua, bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin; (ayat 184)

### (عَدُسٌ) Ádasun'

'Adasun: Kacang adas, (Q.S. Al-Bagarah [[2]: 61)

### (عَدَلُ) Ádala

Firman-Nya, اَفَأَصْلِحُوا بَيْتُهُمَا بِالْفَدُلِ ...maka damaikanlah antara keduanya dengan adil.... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 9)

#### Keterangan

Al-'Adlu berarti memberi keputusan yang benar di antara sesama manusia. Orang mengatakan, مُو يَقْضِي بِالْحَقَ وَيْعَرِلُ, "dia memberi keputusan dengan benar dan adil". Dan perkataan, مُو حَكُمٌ عَادِلً . "dia adalah juru penengah yang adil". <sup>1</sup> Seperti firman-Nya, مُوسِنَى أَمُةُ مُوسِنَى أَمُةً (Q.S. Al-A'raaf [7]: 159)

Kata al-'adlu secara bahasa berarti "persamaan dalam segala perkara, tidak lebih dan tidak kurang". Di sini dimaksudkan dengan "kesetimpalan dalam kebaikan dan keburukan". <sup>2]</sup> Asal kata 'adlun (di-fathahkan huruf tengahnya) berarti sesuatu yang sesuai dan cocok dengan harga dan kadarnya, sekalipun bukan satu jenis. Jika dibaca al-'idlu (dikasrahkan huruf tengahnya) berarti hal yang sama, jenis maupun jumlahnya. <sup>3]</sup>

Berikut penjelasan kata 'adl yang tertera di beberapa tempat:

 'Adl, berarti "tebusan". Tebusan yang merujuk pada hari Kiamat. Di antaranya: وَانْفُوا

يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْنًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَقَاعَةُ وَلاَ يُؤْخَذُ Dan jagalah dirimu dari مِنْهَا عَدُلُ وَلاَ هُمْ يُغْصَرُونَ (azab) hari (Kiamat, yang tidak pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan dari padanya. dan tidaklah mereka akan ditolong. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 48); begitu juga, كَارُ عَمُلُ لا يَّا Al-Baqarah إِذَا عَمُلُ لا يَا إِنَّا اللهِ عَمْلُ اللهِ Segala macam tebusanpun, niscaya :يُؤَخَذُ مَيِّنا tidak akan diterima dari padanya. Dan arti selengkapnya: Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainmain dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Qur'an itu agar masingmasing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafaat selain dari pada Allah. Dan iika ia menebus dirinya dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu dari padanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. (Q.S. Al-An'aám [6]: 70)

2) 'Adl, yang berarti "seimbang". Misalnya, الَّذِي (Q.S. Al-Infithaar [82]: 7) Maka, خَلْقَكَ فَسُوَّاكَ فَعُدُلُكَ fa-'adalak berarti menciptakan dalam bentuk yang seimbang. 1 Az-Zamaksyari menjelaskan bahwa fa-'adalak dimaksudkan dengan tidak dikurangi sesuai dengan ukuran ciptaan-Nya. misalnya tangannya tidak diciptakan panjang sebelah, dan matanya tidak diciptakan lebih lebih lebar dari lainnya, dan tidak juga sebagian tubuhnya warna putih dan lainnya hitam, atau diciptakannya anda benar-benar sesuai dengan makhluk yang berjalan tegak sebagaimana hewan.21 Begitu juga firman-Nya, صَنَفًا وَعَنُلاً (Sebagai) kalimat yang benar dan adil. Adalah kata yang menyifati kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang tidak ada perubahan dan seimbang, serasi

Tafsir Al-Maraght, plid 3 juz 9 hlm. 88; lihat juga, Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab 'ain hlm. 588.

<sup>2.</sup> Ibid, jılid 5 juz 14 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 107.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 65.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 229.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ayat-ayatnya, tidak ada penyimpangan di dalamnya, berasal dari Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Anam [6]: 115)

1agi mana mengetaitti. (Q.S. Al-Antaii [6]. 115)
3). 'Adl, yang berarti "menyimpang". Misalnya: وَلاَ تَلْبُعُ أَمُواَهُ اللّٰبِينَ كَذْبُوا بِأَيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِالْخِرَةِ وَمُمْ يَعْدِلُونَ (Q.S. Al-An'aam [6]: 150) Maka, Ya'diluun; mereka menganggap adanya hal yang serupa dan setara yang menyamai Allah dan bersekutu dengan-Nya. Ya'diluun berasal dari kata al-'udlu (الفَعَدُلُ) yang berarti menyimpang. []

الْعَدُنُ عَلَى الْعَلَىٰ الْمُعَلِّمِ (menyimpang dari arah عَدَلَتْ عَنْ وَجْهِهِ (menyimpang dari arah sebenarnya). Anda mengatakan: عَدَلْتَ فَلاَنَا عَنْ طَرِنَفَهِ (anda telah memalingkan si fulan dari jalan yang ditempuhnya, dan saya memalingkan binatang ternak ke suatu tempat seperti ini), dan apabila menginginkan kebengkokan dirinya dikatakan: مَوْ يَنْعَدِلُ , yakni فَوْ يَنْعَدِلُ (bengkok, sesat). Dan المَقَادُلُهُ adalah ragu pada dua perkara. Dikatakan: يَنْ عِدَا الْعُرِ بِعَالِمِينَ هَذَا الْعُرِ بِعِلْمِهِمَا الْعُمْرِ yakni dalam keadaan ragu apakah (suatu perkara) diteruskan ataukah ditinggalkan.<sup>21</sup>

Sedang firman-Nya, إِنَّ الله يَأْمَرُ بِالغَدَلِ وَالْبَخِسَانِ . Sedang firman-Nya وَالنَّكُرُ وَالْبَغِي يَعِظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالنَّعِي يَعِظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ . Adalah sejumlah mauizhah (nasehat) dari Allah yang berupa: perintah berbuat adil, berlaku ihsan terhadap keluarga terdekat, dan larangan berbuat fakhsya', munkar dan permusuhan. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

## (عَدُوُّ) Aduwwun'

Firman-Nya, إِنَّ الشَّيْطِانَ لَكُمْ عَنْوُ فَالْعَدُّوهُ عِنْوُا الشَّعِيرِ Sesungguhnya : إِنَّنا يَنْفُو جِزْبَهُ لِبَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الشَّعِيرِ Sesungguhnya syetan itu adalah musuhmu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Fathir [35]: 6)

#### Keterangan

Al-'Aduwwu lawan katanya adalah ashshaadiiq (teman). Kata ini adalah bentuk mudzakkar, dan mu'annasnya pun sama. Ia juga bentuk tunggal, *mutsanna* (dua) dan sekaligus bentuk jamak.¹¹

Misalnya firman-Nya, عَنُولُ لِجَيْرِيْل Memusuhi Jibril. (Q.S. At-Baqarah [2]: 97) maka dikatakan: الا عَنُونَ عَلَى فَاذَن , maksudnya tidak ada jalan dan penolong baginya. Dan عَنُولُ : Musuhku (yakni, musuh sesembahan Ibrahim a.s.). Sebagaimana firman-Nya: Ibrahim berkata: "Maka apakah telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta Alam. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 75-77)

Al-'Aduwwu digunakan untuk arti satu ataupun banyak. 'Aduwwun dimaksudkan dengan musuh adalah orang atau kelompok yang berbeda dengannya yang berkenaan dengan akidah. Misalnya, فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنَ يَقَنْتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ. (Q.S. Al-Qashaash [28]: 15) Maka, min 'aduwwihi maksudnya ialah dari golongan orang-orang yang berbeda dengannya dalam agama, yakni Qibti. <sup>3</sup>

Begitu juga firman-Nya, نَائِتُمْ عَنُوْلِي إِلاَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
"Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam".
(Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 77) dan firman-Nya pula, غَمْ الْعَدُوْ فَاحَدُرُهُمْ "Mereka itulah musuh(yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka". (Q.S. Al-Munaafiquun [63]: 4)<sup>4</sup>

## (اَلْعُدُوَةُ) Al-'Udwah

Firman-Nya, إِذْ أَنْتُمْ بِالْغَدُوةِ اللَّهْمَا وَهُمْ بِالْغَدُوةِ النَّفْصَوْى (Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu. (Q.5. Al-Anfaal [8]: 42)

#### Keterangan

Dikatakan Al-'udwatud-dunya dan al-'udwatul-qushaa. Al-'udwah; pinggir lembah ad-dunya (الْكُنْيَا), bentuk mu'annas dari al-adnaa (الاكْنْيَ), "yang terdekat". Dan al-qushaa (الاكْنَى), "yang bentuk mu'annas dari al-aqshaa (الاكْمَانَ), "yang terjauh". أي Ayat di atas hendak menjelaskan

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 6.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 7 juz 20 hlm, 5.

ودل Manzhur, Op. Cit., plid 11 hlm 435 maddah ودل

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 174, penjelasan tersebut diambil dan surat Al-Baqarah [2]: 97.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 589.

<sup>3.</sup> tbid, jilid 7 juz 20 hlm. 42.

Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 15 hlm 160; penjelasan di atas diambil dari surat Al-Kahfi (18): 50.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tentang posisi dua pasukan masing-masing dalam peperangan Uhud. Pasukan muslim berada di atas lembah sedang pasukan orang-orang kafir berada di bawah lembah.

#### (عَذَابٌ) Adzaabun'

Firman-Nya, وَادَكُرْ عَبَدُنَا أَيُوبَ إِذَ نَادَى رَبُهُ أَنِي مَشَيِّ : Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya; "Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan". (Q.S. Shaad [38]: 41)

#### Keterangan

Al-'Adzaab adalah segala sesuatu yang memberatkan jiwa (kullu ma syagga 'ala nafsi). 13 Sedangkan غزائه dalam ayat tersebut maksudnya adalah penyakit yang berbahaya.21 Demikianlah yang dialami oleh Ayyub a.s., dan diceritakan بُلِدُ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسِّنِي الضِّرُّ , pula di ayat yang lain sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 83); sedangkan pengertian azab tersebut adalah cobaan yang menimpa Nabi Ayyub a.s., yang diganggu oleh setan dalam bentuk penyakit. Azab yang menimpanya dimaksudkan untuk menguji kesabarannya, setelah sembuh dari penyakitnya, Allah menyatakan pada ... إِنَّا وَجَدْنَاهُ صِبَائِرًا نَعْمَ الْعَيْدُ إِنَّهُ أَوَّاتٍ ... إِنَّا وَجَدْنَاهُ صِبَائِرًا نَعْمَ الْعَيْدُ إِنَّهُ أَوَّاتٍ ... :Sesungguhnya Kami dapati dia sabar; (ia) sebaikbaik hamba, sesungguhnya ia sangat banyak kembali. (al-ayah)

Adapun kata-kata yang dipergunakan Al-Qur'an dengan makna mengazab di antaranya: akhadza (أَفَنَ), atau ataa (أَوْسَنَ), atau arsala (ارْسَنَ), atau imthar yang pengertiannya adalah "azab dunia" yang tidak ada harapan untuk taubat.

- 1) Akhadza, misalnya, أَوْ يَأَخُذُهُمْ عَلَى نَعْوَفِ فَإِنْ رَبِّكُمْ: atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nahl [16]: 47) Yakni, sebagian dari bentuk azab Tuhan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan (مكروا السينات). Dan di antara bentuk siksa tersebut adalah dibenamkannya oleh Allah ke dalam bumi (ان يخسف الله يهم الارض). (ayat ke-45)
- Ataa, misalnya, فاتى الله بنبانهم من القواعد. Maka Allah binasakan bangunan mereka dari dasardasarnya. (Q.S. An-Nahl [16]: 26)
- Arsala, misalnya, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ الطُّوفَانَ Maka kami kirimkan kepada mereka taufan.... (Q.S. Al-A'raaf [7]: 133) yakni siksa yang diturunkan kepada kaum Musa, karena kedurhakaannya.
- 4) Imthar. Ats-Tsa'alabi menjelaskan bahwa tidak ada penggunaan kata الإنطار selain untuk arti azab. الا مطرة فانطر كينه كان عاقبة المخرين (Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 84); begitu pula firman-Nya, أنطرت مطر ...dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya(hujan batu). (Q.S. Al-Furqan [25]: 40)

Sedangkan azab akhirat dengan segala sifat-sifatnya dijelaskan di sejumlah ayat antara lain:

- 1) Firman-Nya, وَلاَ يَزَاتُهُ حَتَى تَأْتِيْمُ كَفُرُوا فِي مِرْبَةٍ مِنْهُ حَتَى تَأْتِيْمُ عَدَاتٍ يَوْمٍ عَقِيمٍ (Q.S. Al-Hajj [22]: 55) Maka, Adzabun yaumin 'Aqlim artinya hari yang datang dengan mendadak, ialah hari kematian atau hari kekalahan orang kafir sedangkan hari duka cita itu maksudnya hari Kiamat.<sup>2</sup>
- وَلْوَ تَرَى إِذَ يَتَوَقَّى الَّذِينِ كَفَرُوا الْلَائِكَةُ يَطْرِئِونْ,Firman-Nya (2) [2] (Q.5. At-Anfaal (Q.5. At-Anfaal [8]: 50) Maka, 'adzaabal <u>hariiq</u> adalah siksa api neraka sesudah hari pembangkitan.<sup>3)</sup>

<sup>3</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 14.



<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasith, juz 2 bab 'ain hlm. 589.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi , jilid 8 juz 23 hlm. 123.

Lihat, Fighul-Lughah wa Sırrul 'Arabiyyah, Qismuts-Tsaaniy, hlm. 375-376.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no. 2378 hlm. 654.



- 3) عَدَابُ مُبِنَ artinya azab yang menghinakan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 57). Menurut A. Hassan adzaabun muhin dibagi menjadi dua, yakni: 1), yang menyakitkan; 2) yang menyakitkan serta merendahkan. Menyiksa seseorang dengan memukul, menikam, membakar umpamanya tidak sama dengan siksaan meludah mukanya, menampar pipinya, menendang tubuhnya. Orang yang berperasaan tinggi kuat menerima yang pertama tidak yang kedua. 11
- 4) عَدَّابٌ عَفِيْمُ azab yang tetap. Yakni azab yang diterima oleh orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir berupa jahannam, mereka kekal di dalamnya sebagai bentuk laknat dari Allah. (Q.S. At-Taubah [9]: 68)
- 5) غَنَابُوَاصِبُ:Siksaanyangkekal. (Q.S.Ash-Shaffaat [37]: 9) yakni, azab yang diperuntukkan bagi setan yang durhaka (syaithaanin maarid), yang berusaha mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat. (ayat ke-7, 8).
- 6) عَذَابُ مُسْتَقِرُ adalah azab yang senantiasa menimpa mereka sampai binasa.<sup>2</sup> Yakni azab yang menimpa kaum Luth a.s. (Q.S. Al-Qamar [54]: 38)

## (أَعْرَانِّ) A'rabiyyun (عَرَبٌ) - A'rabiyyun

Di dalam kitab Ash-Shahhaah, dinyatakan bahwa عَرَبُ, adalah suatu komunitas yang penduduknya bercerai-berai. Dan الأغزان, adalah para penghuni suatu lembah, sehingga muncullah penisbahannya dengan A'rabiyyun untuk Al-'Arabu, sedang A'rabun untuk أغزاني . Namun, dua lafaz tersebut secara umum yang terpakai adalah al-'Arabu, yang terambil dari al-A'rab, sebagaimana perkataan mereka, اغزان الرّجال عن المناف المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الما

Adapun untuk mereka yang bukan Arab dinamakan A'jam, misalnya bangsa Persia, Turki, Romawi dan sebagainya. Dinamakan A'jam (اَعْجَمْ) karena mereka kelompok yang tidak fasih

1. A. Hasan, Op. Cit., catatan kaki no. 2379 him. 654.

2. Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 92.

dalam berbicara lughat Arab, meskipun ia orang Arab(yang mendiami wilayah Arab). Misalnya Ziyad Al-A'jam. Nama lengkapnya, Ziyad bin Sulaiman Al-A'jam. Seorang penguasa bani Abdul Qais, kuniahnya Abu Umamah, seorang yang kerap mengemukakan kalimat-kalimat yang pedas yang mengandung unsur balaghah. <sup>1)</sup>

Sedangkan عَرَابِيِّ : Bahasa Arab. Dan, هُزَاهَ , yakni, al-Qur'an yang berbahasa Arab. (Q.\$. Asy-Syuura [42]: 7)

Bi-lisaanin 'arabiyyun mubiin (dengan bahasa Arab yang terang), yang tertera di dalam firman-Nya, نَوْنَ بِهِ الرَّوْحَ الْاَيْمِينَ \* عِلَى قَلْبِكَ نَتِكُوْنَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 193-195), merupakan hardikan bagi kaum musyrikin Quraisy, bahwa yang mendorong mereka untuk mendustakan Al-Qur'an itu adalah kesombongan dan penentangan, bukan lantaran ketidakpahamannya, karena ia diturunkan dengan bahasa yang berlaku di kalangan mereka sendiri.<sup>21</sup>

## (عُرُناً) Uruban'(عُرُناً)

'Uruban adalah kata jamak dari 'urubun, yakni mutaqqalatan (penuh cinta), wazannya seperti kata subur (پنين), sebagai jamak dari sabuur (سنين). المستوزي) Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa orang Arab menamakannya dengan al-

ibid, jiliö 9 juz 27 hlm. 138; Al-Uruub adalah perempuan (istri) yang sangat membutuhkan kecintaan suaminya. Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab'ain hlm. 591.



Al-Qalaqsyandi, Abu Al-'Abbas Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah, Nihayatdi-'Arab fii Marifoti Anshoobul-'Arab, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut-Libanon (t.t), hlm. 13; mengutip secara ringkas dari tulisan Philip K. Hith, disebutkan bahwa secara etimologis kata "Arab" adalah kosakata Semit, yang berarti "gurun" atau "penduduknya", tidak merujuk kepada kebangsaanya. Dalam Qur'an kata Arab merujuk kepada orang-orang Badui.

Para penulis klasik membagi negeri semanjung Arab menjadi Arab felix, Arab Petra, dan Arab Gurun, didasarkan atas pembagian wilayah itu ke dalam tiga kekuatan politik pada abad pertama masehi. Yaitu kawasan yang bebas, kawasan yang tunduk pada pemerintahan Romawn, dan kawasan yang secara nominal berada dalam kendali Persia. Arab Gurun meliputi gurun pasir Siria-Mesopotamia (*Baodiyah*, penghuni lembah). Wilayah Arab Petra (gunung batu) berpusat di daratan Sinai dan kerajaan Nabasia, dengan ibukota Petra. Wilayah Arab Felix mencakup bagian lainnya di Semanjung Arab, yang kondisinya tak banyak diketahui.

Ungkapan "Orang-orang Arab" pertama kali digunakan dalam literature Yunani oleh Aeschylus (525-456 SM), yang merujuk pada penwira tinggi Arab dalam barisan angkatan perang Xerxes Heredotus (sekitar 484-425 SM) juga menggunakannya untuk merujuk pada orang-orang Arab dalam angkatan perang Xerxes, yang berasal dan Mesir Timur. Philip K. Hitti, History of Arabs, penerjemah, R. Cecep Lukman Yasın dan Dedi Slamet Rnyadi, Cet ke-I, Zulkardah 1425 H/ Februari 2005 M, Serambi-Jakarta, hlm. Hlm. 10, 13, 51, 54-55

<sup>2</sup> Fafsir Al-Moraghi, plid 7 juz 19 hlm. 105.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

'aribah; orang Madinah menamakannya dengan al-ghanijah; orang Irak menamakannya dengan asy-syakilah, semuanya menunjukkan arti "perempuan yang genit". 11 (Q.S. [56]: 37)

#### (عَرْجَ) Araja'

Firman-Nya, ثَيْنَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارَةُ أَلْفُ سَنَةٍ مِنْا naik kepada-Nya dalam satu tahari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q.S. As-Sajdah [32]: 5) (Q.S. Saba' [34]: 2)

#### Keterangan

Dinyatakan: عَرَجَ الشَّهُمُ عَلَيْهُا مَعْرُوْجَا فَهُوَ عَرِيَّةٌ , yakni اِرْتَفْعُ وَعَلاً (naik, tinggi). Dan اِرْتَفْعُ وَعَلاً مَاجِيهُ (naik), dan اِرْتَفُى وَ صَعَدَ بِاللَّعَالِي (naik), dan اِرْتَفَى وَ صَعَدَ (bersamanya, menemaninya). maksudnya, naik bersama amal perbuatannya.<sup>21</sup>

Adapun نجارتج Tangga-tangga. Dan bentuk mufradnya adalah مِعَرَجٌ, yaitu tangga, sebagaimana firman-Nya, مَعَرَجُ عَلَيْهَا يَطْهُرُونَ Dan juga tanggatangga dari perak yang mereka menaikinya. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 33)

Sedang yang dimaksud di sini adalah nikmatnikmat yang derajat-derajatnya bertingkattingkat, sehingga sampai kepada makhluk dalam berbagai martabatnya.<sup>31</sup>

#### (الْمُرْجُون) Al-'Urjuun

Firman-Nya, وَالْغَنزَ قَدُرُونَاهُ مِنَازِلُ حِنَّى عَادَ كَالْفَرَجُونِ : Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah (dia sampai kepada manzilah yang terakhir) kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. (Q.S. Yasin [36]: 39)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-'Urjun ialah( tandan) batang tempat lekatnya tangkai gugusan buah. Apabila bulan itu telah mencapai daur (putaran) bulanannya, maka ia akan melengkung tipis dan berwarna kuning. Al-A'sya dari Bani Qais berkata:

شَرَقَ الْمِسْكَ وَالْعَبِيْرُ فِيهَا فَهِيَ الْصَفْرَاءُ كَعُرْجُوْنِ الْقَمَرِ "Kasturi dan minyak wangi yang ada padanya tersebar ke mana-mana, sedang dia berparas kuning bagai tandan bulan."

#### (عَرَشْ) Arasy'

الم Manzhur menyebutkan bahwa Al-'Arsyu berarti "menguasai", dan dikatakan: غزئن berarti menguasai urusannya. Dan Al-'Arsyu juga berarti al-mulk, "kerajaan".<sup>2]</sup>

Adapun Al-'Arsy yang tertera di dalam الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسْبَحُونَ بِحَمْدِ،firman-Nya .Q.S. Al-Mu'min) رَبُّهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا [40]: 7) Berarti "pusat pengendalian alam", sebagaimana diterangkan hal ini dalam surat Yunus.<sup>3]</sup> Arti selengkapnya: (Malaikat-malaikat yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada Tuhan-Nya serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. (Q.S. Al-Mukmin [40]: 7)

Makna yang sama juga tertera dalam Surat Thaaha ayat 5 bahwa *al-'arsyu*, menurut bahasa berarti singgasana raja; maksudnya dalam bahasa syara' ialah "pusat pengaturan alam". <sup>4</sup> Selanjutnya makna kata 'arsy dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Firman-Nya, ذُو الْعَرْشِ النَّجِيدُ (Q.S. Al-Buruuj [85]: 15) Maka, *Dzuul-'arsyi*; Yang Memiliki Kerajaan, Kekuasaan dan Kemampuan tinggi.<sup>5</sup>
- Firman-Nya, وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ شَجْدًا (Q.S. Yusuf [12]: 100) Maka, al-'arsyi maksudnya ialah kursi tempat raja mengatur negaranya, bukan setiap tahta yang diduduki oleh raja.61

<sup>1.</sup> Lihat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 205.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'oin hlm. 591.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghr, jilid 10 juz 29 hlm. 65-66.

<sup>1.</sup> ibid, jihid 8 juz 23 hlm. 8.

غربي Jilid 6 hlm. 313 maddah غربي

<sup>3.</sup> Adapun tentang sifat-sifatnya, Imam Al-Maraghi tidak menjelaskannya secara rinci, namun beliau hanya mengatakan: "Dan kita serahkan tentang sifat 'Arsy itu kepada Alfah yang mengetahui segala yang ghaib, karena Dia-lah yang lebih tahu tentang 'arsy-Nya dan segala sifatsifatnya". "Tofsir al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 46.

Iofsir Al-Maraghi, jihid 6 juz 16 hlm. 94; lihat juga, Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bob 'oin hlm. 593.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 104.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 41.





Begitu juga, غرض عظية: Singgasana yang besar. Yakni, Ratu Balqis. (Q.S. An-Naml [27]: 23); begitu juga kata غرشك: Singgasanamu.(Q.S. An-Naml [27]: 42) yakni kata *'arsy* dari sisi bahasa yang berarti singgasana raja. Maksudnya Balqis.

3) Firman-Nya, غَرْشُ رَبُكُ: Arsy Tuhanmu. (Q.S. Al-Haqqah [69]: 17) yakn, Allah Swt. Seperti dijelaskan oleh ayat yang lain, لاَيْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشُ : Niscaya tuhan-tuhan itu mencari-cari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy Arti selengkapnya, berbunyi: Katakanlah: "Jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari-cari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy". (Q.S. Al-Israa' [17]: 42), yakni, salah satu bentuk kekuasaan-Nya, sekaligus kemandirian-Nya. سُبُخَانَ رُبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُ الْعَرَشِ عَمًا ،firman-Nya Mahasuci Tuhan yang mempunyai langit : يُصِفُونَ dan bumi, Tuhan yang mempunyai 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan. (Q.S. Az-Zuhruf [43]: 82); dan begitu juga firman-Nya, فَسُبَعَانَ Maka Mahasuci Allah yang :اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Arti selengkapnya: Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Mahasuci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 22)

## (عُرُوْشٌ) Uruusy'

Firman-Nya, أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) عَرُوشِهَا مَا عَرُوشِهَا: Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 259)

### Keterangan

Al-'Uruusy (الفَرْوَش) adalah kata yang berbentuk jamak, sedang bentuk tunggalnya adalah الْمَرِين, artinya "atap rumah" (saqfulbait), atau كُلُّ ما هَيْ َ لِيُسْتَقِبُكُ بِهِ (segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berteduh). Sedangkan 'uruusy pada ayat tersebut maksudnya ialah "atap rumah". Yakni, atap rumah tersebut ambruk menyusul temboknya. الملاه, al-'uruusy maksudnya para-para untuk meletakkan angguranggur. الما الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه

#### (عَرَضَ) Aradha'

Firman-Nya, غَرَهَتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ Kamu meminang wanita dengan sindiran. (Q.S, Al-Baqarah [2]: 235)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa التغريض ialah "sindiran dalam rangka meminang". Ia didefinisikan sebagai "pernyataan keterangan tertentu yang tidak secara terang-terangan". Ikata ini diambil dari 'aradhasy-syai-a, yakni jaanibahu (yang ada di sisinya). Dan, atta'riidh fil-kalaam: memahamkan lawan bicara dengan pembicaraan secara tidak terus terang (sindiran).

Sedangkan kata-kata yang dimaksudkan orang yang menyindir (pihak laki-laki) layaknya orang-orang yang memberikan pertolongan, misalnya ungkapan: جِنْتُ لاَشْلَمْ اللَّهِكِ, artinya: Kedatanganku semata-mata menyelamatkan dirimu. Oleh karena itu mereka mengatakan:

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 190.



<sup>1</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 22.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 5 juz 15 hlm. 147.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 101.

<sup>4</sup> Ash-Shabuni, *Tafsir Ahkom*, Jilid 1 hlm. 369; Jihat Juga, *Mu'jom Al-Wasith*, Juz 2 bab *'ain* hlm. 594-595.

## **~**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



وْ حَسْيُكَ بِالنَّسَلِيْمِ مِنَى تَقَاضِيْنَا "Cukuplah anda menyerahkan kepada diriku, keduanya kami putuskan (untuk menikah)."

Di dalam *Lisaanul-'Arab*, dinyatakan : غرض, dengan harakat fathah, yang berarti "kesenangan dunia dan hal-hal yang berkaitan dengannya". Dan kesenangan kehidupan dunia disebut dengan '*Aradhan*. Dikatakan demikian karena ia menghalang dan menggelincirkan dengan tidak tetap. Dan segala sesuatu yang sebentar berhentinya disebut dengan '*aradha*.<sup>3</sup>

Kata 'aradha, a'radha, mu'ridhun, pengertiannya dapat merujuk kepada kebaikan dan keburukan: pertama, 'Aradha, "berpaling". Yakni berpaling dari kebenaran. Di antaranya: a) berpaling dari Al-Qur'an: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي قَالِنْ dan barangsiapa ؛ لَهُ مَعيشَةً صَنَّكًا وَنَعْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَغْنَى yang berpaling dari mengingatku. (Q.S. Thaaha [20]: 124); b) tidak berterima kasih ketika selamat di perjalanan, فَلَمُا نَجُاكُم إِلَى النِّرُ أَعْرَضِتُمْ وَكَانِ الْأَنْسَانُ كَفُورًا: Maka, tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih. (Q.S. Al-Isra' [17]: 67); c) Mu'ridhuun berarti tidak mau mengambil pelajaran. المُحَاثِينَ مِنْ ءَايَةٍ في ,mengambil pelajaran Q.S. Yusuff) السموات والأرض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرَضُونَ [12]: 105)

Kedua, 'aradha, ''menjauh''. Yakni berpaling dari keburukan dan dosa. Misalnya: ...dan berpalinglah dari orangorang yang bodoh. (Q.S. Al-A'raf [7]: 198)

Kemudian di antara makna kata *'aradha,* l'raadhan dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) 'Aradha, "mewarisi", misalnya, نَعْبَمُمْ خَلْتُ وَرَثُوا الْكِتَاتِ يَاخَذُونَ عَرَضَ مِذَا الْأَثْنَى Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, (Q.S. Al-A'raaf [7]: 169)
- Firman-Nya, مَا كَان لِبَيْنِ أَنْ يِكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنْى يَتْغَن , Q.S. Al Alfala [8]: 67) Maka, al-'aradhu berarti apa

yang disajikan dan tidak kekal. Barang dunia yang tidak berguna disebut 'aradh, karena ia tinggal dalam tempo yang amat singkat.13 Begitu juga: غرطاقرينا: Keuntungan yang mudah diperoleh. (Q.S. At-Taubah [9]: 43) Maka, al-taradh ialah apa yang disajikan kepada seseorang, berupa manfaat dan kesenangan yang tidak kekal, dan tidak ada kesusahan untuk memperolehnya.2) 'Aradhad-dunya pada surat Al-Anfaal di atas merujuk kepada istriistri Nabi saw. yang menghendaki perhiasan hidup dunia. Sebagaimana firman-Nya, "Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu)". (Q.S. Al-Anfal [8]: 67)

- I'raadhan, yang berarti "sikap acuh", misalnya, أَسْنَيُورَا أَوْ إِعْرَاضاً Nusyuz atau sikap acuh (dari suaminya). (Q.S. An-Nisa' [4]: 128)
- 'Aradha, yang berarti "penghalang", misalnya, الا تَجْعَلُوا اللهُ عَرْضَةً الْإِمَائِكُمْ أَن تَبْرُوا
   'Ban janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 224)

Al-'Urdhah wazannya sama dengan alghurfah (kamar). Artinya, mencegah atau menghalang-halangi sesuatu.<sup>3</sup>

5) 'Aradha, "luas", misalnya, غَرْضَهَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ (Surga) yang luasnya antara langit dan bumi. (Q.S. Ali 'Imraan; 3: 133)

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa yang di maksud, adalah "gambaran mengenai luasnya". Orang Arab mengatakan, tentang

<sup>1.</sup> Tafsır Ahkam, Jilid I hlm. 370; Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm.

<sup>2.</sup> *Ibid*, µlid 1 hlm. 493.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 48.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 33.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 125.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 155.

<sup>4.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid I film. 305-306.

**\_** 

lafaz *'aridhatun,* yang dimaksud adalah "luas sekali".<sup>1]</sup>

وَإِذَا :Ariidh berarti "terus-menerus", misalnya) مَشِهُ الشُّرُقَلُو دُعَاءِ عَرِيض (Q.S. Fushshilat [41]: 51) مَشَهُ الشُّرُقَلُو دُعَاءِ عَرِيض

Îmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa عربَمَن , berarti "yang banyak dan terus menerus". Orang mengatakan, ثقى لَفِي الْكُلَامِ وَ أَعْرَضَ فِي النَّبِيْرِي dia memperpanjang pembicaraan dan memperbanyak dosa.<sup>2</sup>I

## (عَارِضٌ) 'Aaridhan'

Firman-Nya, هُذَا عَارِضُ مُنْطِرُتَا: Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 24)

Keterangan

Al-'Aaridh (آلفارض) adalah awan yang sekonyong-konyong datang di angkasa. Al-A'sya mengatakan:

يًا مَنْ رَأَى عَارِضاً فَدُ بِتُ أَرْمَقَهُ

كَأَنَّمَا الْيَرْقُ فِي حَافَتِهِ الثَّعَلُ

"Hai orang yang melihat awan, sesungguhnya aku telah menatapnya, seolah-olah kilat yang ada padanya adalah bungabunga api".<sup>3]</sup>

## (عَرَفَ) Arafa

Firman-Nya, كَنَايَكُوْنَ أَبْنَاءُهُمْ Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Arti selengkapnya: Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Alkitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 146) (Q.S. Al-An'am [6]: 20)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dikatakan: عَرَفَ فَلاَنُ عَلَى. Yakni, berusaha memperdaya dan mengatur siasatnya (dabbara amrahum wa qaama bi-siyaasatihim). Yakni, mereka benarbenar menolak keberadaannya dan berpura-pura tidak mengenalnya.

عَرَفَ الشَّيْنَ – عَرَفَانًا وَ عَرِفَانًا وَ عَرِفَانًا وَ Yakni, menyingkap berbagai persoalan yang مَعْرِفَةً dibentangkan dan berusaha mempergunakan

1 Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 175

dengan segenap inderanya, seperti firman-Nya, اسْبُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ مُتَعْرِفُونَهَا Dia akan memperlihatkan tanda-tandanya maka kamu akan mengetahuinya. (Q.S. An-Naml [27]: 93)

At-Ta'riif (غَرْفَيُعَرْفُ تَعْرِفُ عَرْفَيُهَا) adalah mengetahui dengan batasan-batasan yang telah digariskan menuju pemahaman akan kebenaran (keyakinan) suatu pengetahuan. المُحَافِّةُ عَرْفَهَا لَهُمَّ يَانَّهُ عَرْفَهَا لَهُمَّ الْبَعْلُهُ (dan masuklah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. (Q.S. Muhammad [47]: 6)

## (غُرْفاً) Urfan'

Firman-Nya, وَالْتُرْسَادُكُ عُرُفاً: Demí malaikatmalaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 1)

Keterangan

'Urfan maksudnya ialah untuk kebaikan dan kebaikan.<sup>2)</sup> Yakni, misi yang dibawa oleh para malaikat.

## (اَلْعَرَامُ) Al-'Araamu

Al-'Arimu adalah Al-Waadiy (lembah).<sup>3</sup> Dan Sailul-'Araam (منهن الغرام): Banjir yang besar. Yakni, banjir besar yang disebabkan runtuhnya bendungan Ma'rib.<sup>4</sup>] (Q.S. Saba' [34]: 16)

#### (عَرَى) Araa'

Firman-Nya, اغْزَاكْ بَعْضُ ءَالِهَتِنَابِسُوءِ: Sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. (Q.S. Huud [11]: 54).

Keterangan

Di dalam *Mu'jam* diterangkan bahwa التخرى adalah apa yang dapat menutupi dari sesuatu seperti halnya dinding (al-haa'ith) dan semisalnya. ابنَّ لَكَ الْاَتَجُوعُ فِهَا وَلَا تَحْرَى Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. (Q.S. Thaaha [20]: 118)

## (اَلْعَرَاءُ) 'Al-'Araa

الْأَوْضُ الْفُهَاءُ لاَ شَجَرٌ فِهَا وَلاَ مَعْلَمٌ Al-'Araa' adalah الْأَوْضُ الْفُهَاءُ لاَ شَجَرٌ فِهَا وَلاَ مَعْلَمٌ (tanah yang terbentang luas tanpa pepohonan

<sup>2.</sup> ibid, plid 9 juz 25 hlm. 123 ; lihat, Mu'jum Al-Wosiith, juz 2 bab 'oin hlm. 593.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 28.

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 595.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 film. 178.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 177.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1237 hlm

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab 'ain hlm. 598.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

## (ٱلْمُرُوَةُ) Al-'Urwatu

Firman-Nya, ٱلْغَرُوةُ الْوُلُفَى: Buhul tali yang amat kokoh yang tidak akan putus. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

#### Keterangan

Al-'Urwatul Wutsqaa ialah tali yang paling kokoh. Ungkapan ini merupakan suatu peribahasa, karena sesungguhnya seseorang yang mendaki gunung tinggi atau turun dari padanya, bila ia berpegang kepada tali yang kuat, niscaya ia aman dari bahaya jatuh yang diakibatkan karena putusnya tali itu.?

Dikatakan: الغزوة من الثؤب, yakni, tempat masuknya jelujur jarum pada jahitan baju. Dan juga berarti sesuatu yang dipegang teguh, demikian secara majaz. Menurut Az-Zujaj al-'urwatul-wutsqa adalah ucapan laa ilaaha illaallaah. Arti selengkapnya berbunyi: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256)

#### (عَرْبَ) Azaba

اللَّا يَعْوَبُ مِنْهُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي Firman-Nya, لَا يَعْوَبُ مِنْهُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي Tidak ada yang tersembunyi dari pada-Nya seberat zarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. (Q.S. Saba' [34]: 3)

#### Keterangan

Di dalam *Mu'jam* dinyatakan: عَرِب الشَّيِّةِ ، إن (jauh dan tersembunyi). أَنْ الْمُعْمَّةِ Yakni عَرُوبًا

1. Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 42

### (عَزَرَ) Azara'

Firman-Nya, لِنُوْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَنُوفِرُوهُ . Supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (Q.S. Al-Fath [48]: 9)

#### Keterangan

المُتَوْرُونَ ialah تُعَوِّرُونَا مَتُوَا اللهِ (memberipertolongan تُعَرِّمُونَا مَتُوفَ وَانْتَصَرُوفَ وَانْتَعَرُوفَ الْأَنِّي عَنْهُ ialah تُعرِّمُونَ وَانْتَصَرُوفَ وَانْتَعَرُوفَ الْأَلَّانِي عَنْهُ (memberipertolongan dengan sekuat tenaga dan menyingkirkan segala gangguan yang menimpanya). Di dalam persoalan huduud, maka التُعْرِيْنُ dinamakan بُعْرِيْنِ , karena ia telah berusaha mencegah dari perbuatan yang tercela. أ

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa غَرُوهُ berarti نَعْهُ وَرَدُهُ (menghalaginya). Dan dikatakan: نَقُرُهُ الْفُلَضِي اللَّذَبِةِ: hakim menolak gugatan(orang yang telah bersalah). Yakni, menghukumnya. Namun, ini bukan batasan syar'i. Dan, غَرَّهُ عَلَى menunda terhadap hal-hal yang diwajibkan agama dan menunda hukumhukumnya. Yakni, menjeratnya. <sup>21</sup>

### (اَلْعَرْنُزُ) Al-'Aziizu

Firman-Ñya, عُفَرُزُنَا بِطَائِبُ فَقَالُوا اِنَّا اِلْبَكُمْ مُرْسَلُونَ Kemudian kami kuatkan kepada utusan yang ketiga, maka ketika utusan itu berkata: Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu" (Q.S. Yasin [36]: 14)

#### Keterangan

Al-'Aziiz adalah yang mampu membalas dendam atau yang selalu menang. <sup>31</sup> Seperti dalam firman-Nya: Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu buktibukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 209)

Yakni, Al-'Aziiz dimaksudkan dengan Yang Maha Perkasa (Allah Swt.), yakni tidak ada sesuatu pun yang berani merebut dengan-Nya dalam kerajaan-Nya. <sup>4</sup> Seperti halnya yang tertera di dalam firman-Nya: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 90; lihat surat Luqman (31): 22.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 597

غرر A. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 15 hlm. 44 moddan غرر

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'oin hlm. 595.

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 217.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain him. 598.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 113.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm 158.



(menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-<u>H</u>adid [57]: 1)

Maksudnya, maha keperkasaan dan kekuasaannya tidak lenyap lantaran penyimpangan dan penentangan para hamba-Nya setelah ditunjukkan bukti kebenaran. Karena semua makhluk yang ada di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepada-Nya.

فَلاَ تَحْسَنِنَ اللَّهِ مُخْلَفَ وَعْدِهِ Sedang firman-Nya, (Q.S. Ibrahim [14]: 47) رَسْلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اتَّتِقَامِ Maka, 'aziizun maksudnya Maha Perkasa untuk membalaskan dendam bagi para penolong-Nya terhadap musuh-musuh-Nya.<sup>1]</sup> Di antaranya ialah kekuasaan menurunkan azab baik dengan cara dibinasakan, seperti Fir'aun dengan cara ditenggelamkan; dibalikkan bumi dan hujan batu sebagaimana yang diturunkan kepada kaum Luth a.s.; kemudian bentuk siksa yang lain seperti dibersihkannya para penentang Nabi Nuh a.s. dengan banjir bandang. Atau azab berupa terjadinya perpecahan sekaligus timbulnya peperangan berkepanjangan sebagaimana yang dialami oleh kaum Yahudi dan Nasrani dan juga yang dialmi oleh orang-orang munafik. Dengannya kesempatan untuk berubah menjadi orang-orang saleh menjadi tipis bahkan bertambah parah kesesatannya. Baca 'Azab.

Begitu pula yang tertera di dalam firman-Nya, غزيزٌ وُ انبقام adalah sifat Allah yang artinya "Yang Maha Perkasa tagi Mempunyai balasan". Kata ini tertera di dalam firman-Nya, yang berbunyi: Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 4)

Dan firman-Nya, اَلْيَسَ اللَّهُ بِعَرْيرَ فِي انْتِقَامِ Bukankah Attah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab? (Q.S. Az-Zumar [39]: 37)

Kata *dzu* atau *dzi* menunjukkan sifat yang tetap melekat pada Allah adalah menuntut balas tanpa ada yang membalas dan tidak ada yang kuasa menuntutnya atas keputusan yang diambil-Nya.

Selanjutnya sifat Allah (al-'Aziiz) dimuat di beberapa tempat antara lain: Firman-Nya: الْمَوْرُو الْمُتَكِّرُ : Yang Maha Perkasa Yang Mahakuasa, Yang Memiliki segala keagungan. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 23)

Sejumlah ayat yang mengemukakan dua sifat-Nya dalam satu ayat, yang menunjukkan besarnya perkara tersebut, antara lain:

- 1) غزيزٌ حكيمة: Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebagaimana firman-Nya: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. (Q.S. Luqman [31]: 27); begitu juga firman-Nya, غالم الفيات والشهادة الغريز خالم الفيات (الحكيمة العربية): Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taghabun [64]: 18)
- الغزيزالففوز (Maha Perkasa lagi Maha Pengampun). Seperti firman-Nya, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. Al-Mulk [67]: 2)
- 3) الغزيز الغليم (Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui). Seperti firman-Nya: Sesungguh-nya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-An'am [6]: 95-96)
- 4) الغزيز الرجيم (Yang Maha lagi Maha Penyayang). Seperti firman-Nya: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang rasul-rasul, (yang berada) di atas jalan yang lurus. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (Q.S. Yasin [36]: 2-5)

Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 163-164.

## € EN

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Svarah Alfaazhul Qur'an



5) الغرز الثقار (Maha Perkasa lagi Maha Pengampun). Seperti firman-Nya: Katakanlah ya Muhammad: Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. Shaad [38]: 65-66)

Adapun يَّ عِزُوْ: Dalam kesombongan. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, yang berbunyi: نيل الْنَبِينَ كَمُرُوا فِي عِزَةٌ وَشِمُقَاقٍ Sesungguhnya orangorang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. (Q.S. Shaad [38]: 2)

Perihal ayat tersebut, Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa 'Izzatun, adalah takabburun wa imtinaa'un 'an qabuuli 'I-haqqi (berlaku takabbur dan menolak kebenaran). Asalnya adalah al-ghalabatu wa 'lqahru, di antaranya perkataan mereka, من غزيز artinya: Orang yang perkasa adalah yang bisa mengalahkan."

Al-'Izzatu, juga berarti Kemuliaan. Dikatakan: عزفاد, yakni, tegar dan terbebas dari cela. اعزفاد Sebagaimana firman-Nya, yang berbunyi: من كان كان المالخ يُرِيدُ الْعِزَةُ فَلِلهُ الْعِرَةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَصِعِدُ الْكَلِمُ الطَّبِّبُ وَالْفَعَلُ الْمَالِحُ يَرِفَعُهُ Barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu, kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkan-Nya.... (Q.S. Fathir [35]: 10).

Begitu pula kaum Syu'aib mengingkari kemulian pada diri Nabi Syu'aib. Seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, وَمَا أَنْتُ عَلَيْنَا بِعَزِير Sedang kamu bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. (Q.S. Huud [11]: 91)

Sedangkan firman-Nya, لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ مَا عَنْكُمْ مَرْدِرٌ عَلَيْهِ مَا عَنْكُمْ مَرْدِرُ عَلَيْهِ مَا عَنْكُمْ مَرْدِرُ عَلَيْهِ مَا عَنْكُمْ مَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِينِ رَبُوفٌ رَجِيمٌ (Q.S. At-Taubah [9]: 128) Maka, 'aziiz: berat, dan al-'anat ialah kesusahan, dan mengalami penderitaan yang hebat.<sup>3</sup>]

Adapun kata Al-'Aziiz yang menyifati manusia, di antaranya dinyatakan: Firman-Nya, الله الفريز ان له انه الشيط كبيرا: "Wahai Al-'Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang lanjut usia...." (Q.S. Yusuf [12]: 78, 88) A'AzzuNafaran (اَعْزَنْهَا): Pengikut-pengikutku lebih kuat. Yakni, a'azzu yang menunjukkan pada arti kesombongan manusia. Seperti tertera di dalam firman-Nya: Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 34); begitu pula firman-Nya, الْهُوْلُ الْهُوْرُ الْعُرْمِيْنَ الْهُوْرُانِيْنَ benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya (Q.S. Al-Munaafiquun [63]: 8)

Adapun firman-Nya, نُقَ الْكُ أَلْتِ الْعَرِيزُ الْكَرِيمُ: rasakanlah, sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 49) maka 'aziiz dalam ayat tersebut merupakan bentuk ejekan (takhqiir) yang ditujukan kepada penduduk neraƙa.

### (عَزُمَ) Azama

Firman-Nya, عَرَّمُ ٱلْمُغَوْرِةُ Seutama-utama urusan. Dan firman-Nya: Kamu sungguh-sungguh akan diuji hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang patut diutamakan. (Q.S. Ali 'Imraan [3]:

#### Keterangan

Al-'Azmu adalah ash-shabru wa al-jaddu (sabar dan berusaha secara sungguh-sungguh). Dan ulul azmi minar-rusul adalah orang-orang yang sabar dan teguh di jalan Allah dalam menjalankan dakwahnya.<sup>1</sup>J

Adapun firman-Nya, وَإِنْ عَرْضُوا الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعًا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 227) maka, 'azmuth-thalaaq: memantapkan niatnya untuk tidak menggauli istrinya lagi. الشَّهَى وَعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ مِنْ اللهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَاعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَإِعْرَبُهُ عَلَيْهِ وَاعْرَبُهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ وَاللّهُ وَالْعَرْبُهُ وَالْمُعْرَبُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, µiid 3 hlm. 50; lihat. juga, Tafsir Al-Maraghi, ¡lild 8 juz 23 hlm. 95

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, jur 2 bab 'ain hlm. 598.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraglu, jilid 4 juz 11 hlm. 53

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'oin hlm. 599.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 160.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm 190.



berteguh hati terhadap sesuatu, اأولو العزام seperti istilah ulul-'Azmi (أولو الغزام): Yang mempunyai keteguhan hati. Sebagaimana firman-Nya: Dan bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 35)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Uulul-'Azmi adalah yang mempunyai keteguhan dan kesabaran. Mujahid mengatakan, mereka adalah lima orang, sebagaimana yang termuat dalam nizham, yang berbunyi:

أُولُو الْعَزْمِ نُوْحَ وَ الْخَلِيْلُ الْمَجِنُّ وَهُوْسِيَ وَعِيْسَ وَالْخَبِيْبُ مُحَمَّدُ

"Ulul 'Azmi adalah Nuh a.s. al-Khalil (Ibrahim a.s.) yang terpuji, Musa a.s. 'Isa a.s. dan Al-Habib Muhammad saw.<sup>2</sup>1

Sedang عزم الغنون, maksudnya ialah "hal-hal yang diwajibkan Allah". Sebagaimana Luqman yang memberi fatwa kepada anaknya: "Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah". (Q.S. Luqman [31]: 17)

## (عِزِيْنٌ) İziin'

Firman-Nya, غَنِ النَّبِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompokkelompok. (Q.S. Al-Ma'arij [70]: 37)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa 'Iziin, berarti, "bergeromol-gerombol" (firaaqan syatta hilaqan hilaqan). Bentuk mufradnya adalah 'izah (غزة), dan asalnya عزاوة ('izaawah), dikatakan demikian karena setiap gerombolan berhubungan dan berkaitan dengan gerombolan lainnya. Berkata 'Abid Ibnu Al-Abrash:

فَجَائُوا يُهْزِعُوْنَ إِلَيْهِ حَتَّى

يَكُونُوا حَوْلَ مِنْبَرِهِ عِزْيِٰناً

"Mereka bersegera datang kepadanya, sehingga mereka bergerombol di sekitar mimbarnya". <sup>1</sup>

## (اللهُسُرُو الْعُسْرَى) Al-'Usru dan Al-'Usray

غَسَرَا غَسُرًا وَعَسَرَهُ Al-'Usray artinya "sulit". Dan artinya ضابقة, "menghimpit", "menyesakkan".<sup>2)</sup> Dikatakan: عَسَرَ أَلأَمَن Yakni, urusan yang menghimpit.3 Dan hari yang berat dinyatakan dengan: مَنْدَا يَوْمٌ عَسِرٌ Adalah ungkapan yang mengejutkan dan menyesakkan dada orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari berbangkit: (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, sambil menundukkan pandanganpandangan mereka keluar dari kuburan seakanakan mereka belalang yang beterbangan, mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orangorang kafir berkata: "Ini adalah hari yang amat berat". (Q.S. Al-Qamar [54]: 6-8)

Begitu juga ungkapan tentang keadaan ditiupnya sangkakala dinyatakan dengan: نَوْمٌ عَسِنٌ Hari yang sulit: "Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah." (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 8-10)

Sedangkan firman-Nya, إِنَّ سَاعَةِ الْغَسَرَةِ: Masamasa sulit. Yakni masa-masa yang dilalui oleh orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar ketika mereka bersama-sama dengan Nabi Muhammad saw.: Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, yang mengikuti nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. (Q.S. At-Taubah [9]: 117)

Berkenaaan dengan ayat tersebut, menurut Jabir bin Abdullah r.a.: Saa'atil 'ushrah yang dimaksud adalah pada saat kesulitan kendaraan, kesempitan perbekalan dan kesulitan air. Sedang Ibnu Abbas mengatakan kepada Umar r.a.:

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab ʻoin hlm. 600.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 157.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 9 juz 26 hlm 38.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm 74; Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 160.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 929.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



"Ceritakanlah kepada kami tentang saa'atil 'usrah." Maka, jawab Umar, "Kami berangkat ke Tabuk bersama Nabi saw. dalam cuaca yang panas. Maka, Kami singgah di suatu tempat. Di situ, kami mengalami kehausan yang hebat. Kami menyangka leher-leher kami akan terputus sampai seseorang benar-benar ada yang menyembelih untanya untuk diperas isi perutnya, sedang sisanya diletakkan di atas perutnya." <sup>11</sup>

### (عَسْعَسَ) As'as/

Firman-Nya, واللَيْلِ إِذَا عَسَعَسَ Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. (Q.S. At-Takwir [81]: 17)

Keterangan

'As'as: Adbara (meninggalkan).<sup>21</sup> Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa 'as'as adalah rahasia dari segala sesuatu. Dan, مُسْمَعْنَ اللَّهِنَّ, berarti telah datang kegelapan malam.<sup>31</sup> Menurut Ibnul 'Arabi 'as'as adalah gelapnya malam secara keseluruhan. Asalnya المُنْفِينَةُ اللَّهِنَّةِ

#### (عسق) Ain Siin Qaaf'

'Ain Siin Qaaf: Huruf-huruf yang terpotong-potong (Akhraful-Muqath-tha'ah). (Q.S. Asy-Syuura [42]: 2)

#### 'Asalun (گَشِدُ)

العند di dunia adalah madu (لعند النفض), dan Allah Ta'ala menjadikan dengan sifat kelembutan-Nya kata tersebut sebagai obat bagi manusia. Orang Arab menyebutkan dengan mudzakkar dan mu'annats dan bentuk mudzakkar adalah lughat yang sudah dikenal sedang penggunaan bentuk mu'annats lebih banyak digunakan, dan bentuk tunggalnya أُدُ عَلَيْكُ Lihat (Q.S. Muhammad [47]: 15)

### (عَسنَى) Asay'

Firman-Nya. فَإِنْ كَرِمْتَمُوفَيْ فَعَمَىٰ أَنْ تَكُرْفُوا شَيْفًا Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa' [4]: 19)

Keterangan

'Asaay (غنين): Boleh jadi, barangkali, mungkin. Sebuah kata yang menerangkan harapan terhadap sesuatu; dan di balik harapan dimaksudkan juga dengan memberi kesan kuat yakni mematuhi. Misalnya ungkapan sebuah pepatah:

"Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci; dan bencilah orang yang kamu benci sedang-sedang saja, karena boleh suatu saat ia akan berubah menjadi kekasihmu". 11

Maksudnya, Allah menerangkan bahwa sesuatu yang tidak kamu sukai itu di dalamnya tersimpan kebaikan yang banyak. Dan ayat di atas hendak memberikan bimbingan bahwasanya sabar terhadap persoalan dapat memandang jernih setiap masalah yang tampaknya buruk padahal penuh dengan kebaikan.

فَقَاتِنَ فِيْ سَبِئِلِ اللهِ لاَ تُكَفَّفُ , Sedangkan firman-Nya إِلاَّ تَفْسَكَ وَحَرِضِ الْمُؤْمِنَيْنَ عَسى اللهُ أَنْ يَكُفُ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللهُ (Q.S. An-Nisa' [4]: 84) أَشَدُ بَأَسًا وَأَشَدُ تَنْكِيْلاً

Maka kata 'aasa (mudah-mudahan) di sini berarti "persiapan"; yakni kabar dan janji; sedang kabar yang datangnya dari Allah adalah benar, yang tidak pernah mengkhianati janji-Nya.<sup>21</sup>

## (عَشْرًا) Asyran'

Firman-Nya, إِنْ لَبِلْتُمْ إِلاَ عَشْرًا: "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)". Arti selengkapnya: (yaitu) di hari (yang waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram; mereka berbisik-bisik di antara mereka: "Kamu tidak diam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)". (Q.S. Thaaha [20]: 102-103)

#### Keterangan

.A. Hassan menjelaskan, bahwa 'Asyara, yang tersebut pada ayat di atas maksudnya, lantaran melihat keributan, kedahsyatan dan

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghr, jilid 4 juz 11 hlm. 40.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 223.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'oin him 600.

ع س ع س على Manzhur, *Op. Cit.* , jikd 6 hlm. 140 maddah ع س ع س

ع سرل Manzhur, Op. Cit., jihd 11 him. 444 maddah ع سرال

<sup>1.</sup> Syair di atas dikutip dari Al-Balaaghotul-Woodhihah, hlm. 239.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 film. 105.



azab hari Kiamat, maka mereka merasa seolaholah kehidupan yang merteka jalankan di dunia ini, hanya sepuluh hari saja.<sup>11</sup>

Pada ayat selanjutnya (ayat 104), beliau menyatakan: Tuhan lebih tahu apa yang mereka katakan dengan mulut-mulut mereka ketika mendengar perkataan bahwa kediaman kamu di dunia dibandingkan dengan hari kiamat ini tidak lebih dari sehari yang mereka perkatakan itu tentulah tidak lain melainkan penyesalan atas perbuatan mereka yang telah lewat di dunia.<sup>21</sup>

Di antara kata yang berhubungan dengan makna sepuluh ('asyara) dan yang berdampingan dengannya antara lain:

- 1) غَسَرُ سَوْدٍ Sepuluh surat. Kata bilangan yang di antaranya dipakai dalam menghadapi tantangan terhadap para penentang Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya, yang berbunyi: غَنْوَا بِعَشْرِ سَوْدٍ مِثْلَهِ مُفْتَوَاتِ كِنْ مُوالِمَةً مُفْتَوَاتِ عَشْرِ سَوْدٍ مِثْلَهِ مُفْتَوَاتِ كَانِهُ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ سَوْدٍ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ كَانِهُ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ سَوْدٍ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ سَوْدٍ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِهِ مِثْلِهِ مُفْتَوَاتِ عَشْرِهِ مِثْلِهِ مُقْتَواتِ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُعْلِقًاتِهِ مُنْ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل
- 2) عشرُونَ: Dua puluh. Seperti firman-Nya, عشرُونَ تسابِرُون: Dua puluh orang yang sabar. Arti selengkapnya: Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. (Q.S. Al-Anfal [8]: 65)
- 3) بخشار: Sepersepuluh (juz'unmin 'asyaratin).

  Dan jamaknya مخشير المخاصية Seperti firman-Nya,
  مخشار ما دانيتاهم Sepersepuluh dari apa yang
  telah kami berikan kepada mereka. (Q.S.
  Saba' [34]: 45)

الشين Makadah seper sepuluh ('asyarul-'asyar). Al-Jauhari mengatakan bahwa مغشرا (sepersepuluhnya). Maksud ayat tersebut bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka sepersepuluh dari hal al-'ilmu, al-bayaan, al-hujjah dan alburhaan. Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa tidak ada satu umat yang lebih mengetahui dari hal ummatnya sendiri, dan tidak kitab yang lebih jelas dari kitabnya sendiri. Menurut Al-Mawardi penafsiran semacam ini adalah lebih فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجْ و سَبْعَةٍ ، Firman-Nya (4 (196 - [2]: Q.S. Al-Baqarah [2]) إذَا رَجْعُتُمُ بِثِلَكَ عَشَرَةً كَامِلَةٌ

Terhadap ayat tersebut, bahwa orang-orang Arab biasa menggunakan kalimat tersebut sebagai bentuk penjumlahan, yakni penggenapan suatu angka dan hitungan. Misalnya مُشْرَهُ مَقْتَلَ مِشْرَقَ غَشْرَهُ عَشْرَهُ مَقْتَلَ مِشْرَقَ (sepuluh dan sepuluh lalu penggenapannya adalah dua puluh). <sup>2]</sup>

### (غاشرَ) Aasyara'

Firman-Nya, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُؤُوفِ : dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. (Q.S. An-Nisa' [4]: 19)

Keterangan

Di dalam Mu'jam disebutkan beberapa maca arti الْقَوْمَ), yang antara lain: suami (الرَّوْمَ), (الرَّوْمَةُ), keluarga (الْتُعَاشِرُ), teman (الرَّوْمَةُ), tetangga terdekat (الْقَرْبُ), dan jamaknya الْمُشْرَاءُ

Adapun al-'asyiir yang berarti teman (الصَّديَّة), misalnya: لَيِنْسَ الْعَصْدِ: Sejahat-jahat kawan. Yakni, yang menyeru selain Allah. Baik berupa teman, suami, istri, keluarga sebagai yang tidak dapat memberi mudharat dan menyelamatkan. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya: Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 11-13)

Sedang 'asyiir, yang berarti "keluarga". Dikatakan: عَشْيْرَةُ الرُّجُلِ, yakni keturunan ayahnya

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith. Juz 2 bab 'ain hlm. 602.



jelas karena yang dimaksud dengan mi'syaar maa ataitum adalah tentang sedikitnya(almubaalaghah fi taqliil). <sup>1</sup>

<sup>1.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no. 2221 hlm. 609.

<sup>2.</sup> Ibid, catalan kaki no 2222 hlm. 609

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 602.

<sup>1.</sup> Tofsir Ai-Qurtubi, jilid 7 juz 22 hlm. 198; An-Nukatu wal 'Uyuun 'alaa Tafsir Al-Maawardi, plid 4 hlm. 455.

Lihat, Fighul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah. Qismuts-Tsaaniy, hlm.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang terdekat dan kabilahnya. أغشيرتك Misalnya: عشيرتك الأفزين: Kerabat yang terdekat. (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 214)

#### (العشارُ) Al-'Isyaaru

Firman-Nya, وَإِذَا الْمِشَارَعْطَلَتْ ; Dan apabila untaunta bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan). (Q.S. At-Takwir [81]: 4)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa أشيئاز adalah kata yang berbentuk jamak, dan bentuk mufradnya غشرة, yakni unta yang sedang mengandung sepuluh bulan. Hewan ini merupakan harta benda yang paling berharga bagi orangorang yang hidup di masa diturunkannya Al-Qur'an". Seorang penyair, Al-A'sya mengatakan:

هُوَ الْوَاهِبُ الْمَانَةُ الْمُصْطَفَا

إمَّا مَخَاضًا وَإِمَّا عِشَّاراً

"Dialah penganugerah seratus unta pilihan baik unta bisa ataupun unta yang mengandung sepuluh bulan".<sup>2</sup>1

### (عَشْنَي يَعْشُ) Asyay'

Firman-Nya, بَغَيْنَ عِنْ بِكْرِ الرَّحِيْنِ; Berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah. Sebagaimana firman-Nya, Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah (Al-Qur'an), maka Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 36)

Keterangan

Ya'syu ialah ya'ma (buta). المشود, bila orang mengatakan, منفي فلان dengan wazan seperti منفي فلان dengan wazan seperti منفي فلان dengan wazan seperti برضي maka artiya si Fulan mendapatkan penyakit pada matanya. Dan bila dikatakan, 'asya dengan wazan ghaza, itu artinya dia melihat kekaburan karena suatu gangguan. Al-Khutha'i berkata tentang al-Muhallaq Al-Kilabi:

مَى تَأْتِهِ تَعْشَوْ إِلَى صَوْءِنَارِهِ .

تُجِدُ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرَ مَوْقِدِ "Bila kamu datang kepadanya, maka kamu rabun melihat cahaya apinya. Kamu dapati

1. Ibid, juz 2 bab fain film, 602

api yang terbaik, di sisinya terdapat orang yang menyalakan yang terbaik". <sup>1]</sup>

Maksudnya, kamu melihat api itu bagaikan orang rabun, dan terang benderangnya cahaya.

## (اَلْعَشَيُّ) Al-'Asyiiy

Al-'Asyinyi ialah waktu mulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit hingga tenggelamnya. Dan kata شفية merupakan simbol masa singkatnya kehidupan dunia. Sebagaimana bunyi ayat:

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَنُوا إِلاَ عَشِيَّةً أَوْضَعًاهَا "Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari." (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 46)

Firman-Nya, النَّازِيَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَنُـوُا وَعَشِيًا Adalah saat ditampakkannya siksa kepada penghuni kubur (sebelum hari berbangkit). Sebagaimana firman-Nya: Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi hari dan petang (sebelum hari berbangkit), dan pada hari terjadinya Kiamat dikatakan kepada mereka: "Masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". (Q.S. Al-Mukmin [40]: 46)

## (عُصِبَةٌ) Ushbatun'

Di dalam Mu'jam dinyatakan: فَكُنُّ شَبِيْدَ الْعَصْبِ , yakni si fulan postur tubuhnya kuat. Yakni, 'ushbah dimaksudkan dengan orang-orang yang berpostur tubuh kuat. <sup>3</sup> Misalnya klaim dari saudara-saudara Yusuf a.s. dengan ungkapan: Firman-Nya: نَعْنَ عُصَيْبَة : Dan kami adalah golongan yang kuat. (Q.S. Yusuf [12]: 8)

Dan الغضية berarti "berat" yang berkaitan dengan barang-barang bawaan. Sebagaimana bunyi ayat, الفضية أولى القَوْةِ Dan Kami anugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Q.S. Al-Qashash [28]: 76)

Yafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 53; lihat juga, Muhtaarush-Shibhaah, hlm. 434 maddah ; juga, Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 221.
 Shabih Al-Bukhan, plud 3 hlm. 190

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 88.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 147.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hm 348.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(عَصِيبٌ) Ashiib

'Ashiib (غيبية') artinya عَدِينَةُ (sulit). 'I' Sedangkan عَدِينَةُ عَدِينَةُ 'Hari yang teramat sulit. Kata Yaumun 'ashiib adalah yang amat sulit (syadiid), dan dibenarkan menggunakan makna fa'il dan boleh juga bermakna maf'uul, yang berarti "hari yang dipenuhi keajaiban-keajaiban, kejutan-kejutan (al-athraaf)". 'I' Arti selengkapnya berbunyi: Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit". (Q.S. Huud [11]: 77)

#### (عَصِرَ) Ashara'

Firman-Nya, أغْصِرُ فَمَرًا; Aku memeras anggur. (Q.S. Yusuf [12]: 36)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-'ashru adalah masdar, diantaranya dikatakan: غَضَرَتْ وَمُعْمِنُونَ الشَّيْنَ غَصَرَتْ yakni memeras sesuatu.<sup>3]</sup>

Al-'Ashru (الفضر) adalah putaran waktu (az-zaman) yang padanya bani Adam melakukan usaha yang baik ataupun yang buruk. <sup>4]</sup> Al-'Ashru adalah ad-dahru, yakni saat setelah matahari tergelincir hingga masuk waktu maghrib, atau juga berarti salat Asar. <sup>5]</sup> Ar-Raghib menyatakan bahwa apabila dikatakan al-'ashraan (العصران) maka yang dimaksud ialah pagi dan sore hari (al-ghadaa' wa al-'asyiyyu). <sup>6]</sup>

Adapun firman-Nya, الْعَصَانِ Demi masa. (Q.S. Al-'Ashr [103]: 1). Adalah sumpah yang maksudnya li-tanbiih (agar diperhatikan, atau untuk penekanan). Maksudnya perhatikanlah masa-masa yang telah berlalu. Bahwasanya manusia itu dalam keadaan benar-benar mendapatkan kerugian besar dan penyesalan yang tiada taranya, kecuali mereka yang mengisi masa-masanya dengan amal saleh dengan dasar keimanan dan saling memberikan wasiat

kebenaran dan kesabaran. Demikian pengertian yang dapat dipetik. (ayat 1-3)

## (عَصْفٌ) Ashfun'

Firman-Nya, کغضف مَاکُولِ: Seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (Q.S. Al-Fiil [105]: 5)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa غضنة, adalah dedaunan yang telah ditanam setelah dipanen seperti jerami dan mengupas biji gandum. Menurut Al-Maraghi, al-'ashfu adalah dedaunan atau tetumbuhan yang tersisa setelah dipanen. Dan, تفصفه الزياح, "dedaunan rontok yang ditiup angin lalu dimakan binatang ternak". <sup>2]</sup>

Firman-Nya, وَالْعَبُّ ذُو الْعَصَابُ وَالْرَبُعَانُ (Q.S. Ar-Rahman [55]: 12) Maka, Al-'Ashfu maksudnya sesuatu yang dimakan dari biji-bijian (al-habb).<sup>3</sup>

Firman-Nya, فَاتَعَاصِفَاتَ عَضِفًا: Dan malaikatmalaikat yang terbang dengan kencangnya. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 2)

Maka, al-'aashiifaat ialah yang menjauhkan kebatilan, sebagaimana angin kencang yang menerbangkan tanah, tangkai biji-bijian dan debu.<sup>4</sup> Maksud terbang dalam ayat tersebut adalah terbang untuk melaksanakan perintah Tuhannya.<sup>5</sup>

Al-'Aashif ialah yang meniup keras segala sesuatu dan merusakkannya. Orang mengatakan riihun 'aashif dan riihun 'aashifah (angin yang bertiup kencang). Sebagaimana firman-Nya: Dialah Tuhanmu yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orangorang yang berada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung

<sup>6.</sup> Tofsir Al-Maraghi jilid 4 juz 11 hlm 87; dan, Al-'Aoshifah (العاصحة). adalah kata mufrad, dan bentuk jamaknya adalah 'Awaashif (عواصحة). Artinya "angin kencang", "topan", "badai". Lihat, Komus Al-Munowwir, hlm. 938.



<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 145.

<sup>2.</sup> Lihat, Ar-Raghib, Op Cit, hlm. 348.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 348.

<sup>4.</sup> Tafsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 671.

<sup>5.</sup> Haasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jolalaian , juz 6 hlm. 471.

<sup>6.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 348.

Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm 604; lihat Kamus Al-Munawwir, hlm. 938.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 241.

Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 204.
 Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 178.

Depag, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, catatan kaki no 1538 hlm.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. Mereka berkata: "Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S. Yunus [10]: 22)

Firman-Nya, الربح في يوم عاصف. Tiupan angin keras pada hari yang berangin kencang. Yakni perumpamaan amalan orang yang kafir kepada Tuhannya yang musnah seperti tanaman yang ditiup angin kencang. Arti selengkapnya: Orangorang yang kafir kepada Tuhannya, amalanamalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yng berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. (Q.S. Ibrahim [14]: 18)

Firman-Nya, وَلِسُلَبُمَانَ الرَّبِعَ عَاصِفَةً نَجْرِي بِأَمْرِهِ. Dan telah Kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya.... (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 81)

#### 'Ashama (عَصِمَ)

Firman-Nya, ثُلُ مِنْ اللهِ إِنَّ Katakanlah: "Siapakah : "Siapakah : "Siapakah : "Siapakah : "Siapakah jika dia menghendaki bencana atas kamu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" (Q.S. Al-Ahzab [33]: 17)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa الإغتصاء adalah الثنسك بالشئ (memegang teguh sesuatu). المحتصم به Berpegang teguh kepada (agama)-Nya. Sebagaimana firman-Nya, المحتصم بالله هو Berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia sebaik-baik pelindungmu. Arti selengkapnya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya

kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia sebaik-baik pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Q.S. Al-Hajj [22]: 78) Lihat juga: (Q.S. An-Nisa' [4]: 175) dan (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 101)

Sedang firman-Nya, وَلَفَدُرَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَغْصَمْ, Sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. (Q.S. Yusuf [12]: 32)

Maka dikatakan, باغتصتم بالله, berarti mencegah dengan kelembutan-Nya dari perbuatan maksiat (imtana'a bi-luthfihi minalma'shiyah). Dan 'ashama berarti al-'ishmah (dengan kasrah) yakni آئنغ وَالْبلادَةُ (menolak dengan keras). Jamaknya أَنْتُمُ الْمُلِّالِيَّا أَعْمَامُ berarti makanan tersebut telah menahannya dari rasa lapar.<sup>2)</sup>

Firman-Nya. نا لَهُمَ مِن اللهِ مِن عَاصِم. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah. Yakni, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Arti selengkapnya: Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Yunus [10]: 27)

Firman-Nya, الا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إلا مِنْ رَجِم Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang. Yakni, Tidak ada sesuatu pun yang melindungi dari azab-Nya (la syai-un ya'shimu minhu). Kata yang berkaitan dengan anak Nabi Nuh a.s., Kan'an. Arti selengkapnya: Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang". Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk orangorang yang ditenggelamkan. (Q.S. Huud [11]: 43)

إس م Al-Muhith, juz 3 hlm. 241 maddah باس م

ع صرح , Muhtoarush-Shihhaah, hlm. 437, maddah

<sup>3.</sup> Mu'jem Mufradat Alfaezhil Qur'an, him. 349.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., him 349.

Adapun firman-Nya, وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصْمَ الْكُوَافِرِ وَاسْأَلُوا مِا الْمُعَلِّمُ وَلَيْسَالُوا مَا أَنْفَقُوا ذَٰلِكُمُ خُكُمُ الله (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 10)

Maka, Al-l'shaam adalah apa yang menguatkannya (maa yu'shamu bihi), Yakni, nikah. Maksudnya, jangan kamu bersikukuh dengan aqad nikah perempuan-perempuan kafir, karena antara kamu dengan mereka tidak ada perlindungan. 1

ialah memetiharanya عصمة الأنبياء Adapun (dengan kembali) kepada mereka (para nabi) yang mula-mula karena keistimewaaan yang dibawanya layaknya mutiara yang bening, yang disusul dengan berbagai kelebihan (al-fadhaa-il) jasmani dan jiwanya, lalu (Allah Swt.) menolong dan menetapkan telapak kakinya (memantapkan langkah perjuangannya). Kemudian diturunkan kepada mereka ketenangan dan memelihara hati mereka dengan taufik-Nya.21 Seperti firman-Nya, وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Arti selengkapnya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 70)

### (اَلْعَصَا) Al-'Asha

Firman-Nya, اضرب بغضاك الْعَجِرُ: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 60)

Keterangan

Al-'Ashaa asalnya dengan wawu (عَصَوَ) karena berdasarkan ucapan mereka dalam bentuk tatsniyahnya dengan kata عَصَوَاتٌ. Dan dikatakan tentang jamaknya عَصَوَتَهُ, dan عَصَوَتُهُ, yakni عَشَرَتُكُ (aku memukulnya dengan tongkat), dan غَصَاتُ بِالشَّمِيْةِ، (aku memotongnya dengan pedang).

Lalu : فَأَلْفَاهُا فَإِذَا هِيَ حَيْثَةً تُشْغَى ,Firman-Nya dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. (Q.S. Thaaha [20]: 20) Maka, dikatakan مَصَاهُ الْقَى فَلانَ, apabila turun sebagai gambaran tentang keadaan orang yang kembali dari bepergian. الاجتاع Sebagaimana ayat-ayat di atas penyebutan tongkat berkenaan dengan kebutuhannya untuk memukul batu, merontokkan dedaunan dan salah satu mukjizat sebagai ular. Kesemuanya dimiliki oleh Musa a.s. Firman-Nya, نَعْنَا عَلَيْهُا مَارِبُ أَخْرَى فَالَ هِيَ عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى فَالْ هِيَ عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى فَالْ هِيَ عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى فَلَا هِيَ عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى فَلَا هِيَ عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى فَلَا هِي مَعْلِي لِهِهَا مَارِبُ أَخْرَى فَلَا هِي عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى فَلَا هِي عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى فَلَا هِي مَالِكُ أَوْلَا عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى طَالِهُ وَلِي فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى طَلِهُ فِيهَا مَارِبُ أَخْرَى dalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya". (Q.S. Thaaha [20]: 18)

#### (الْعَصِيّان) - Al-'Ishyaan (عَصِيّان)

Firman-Nya, عصى ادم زية Adam durhaka kepada Tuhannya. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, yang berbunyi: Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. (Q.S. Thaaha [20]: 121)

Keterangan

Ar-Raghib mengatakan: عَصَى - عِضَيْنَا، apabila keluar dari ketaatan, yang asalnya menghalau dengan tongkatnya (أَنْ يَتَمَنَّعُ بِعَضَاءُ). Menurut Ar-Razi al-'ishyaan adalah lawan dari ath-thaa'ah (ketaatan). المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعا

Dan 'ashiyyan berarti menentang perintah penolongnya. <sup>4</sup> Seperti firman-Nya, تشبعثا وعصياة Kami mendengar tetapi kami tidak mentaati. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 93) adalah sikap kelompok yahudi terhadap seruan yang dibawa oleh Muhammad saw. Makna ucapan tersebut adalah tidak ada ketaatan yang dapat diharapkan dari mereka.

Begitu pula firman-Nya, وَكُونَا إِلْيُكُمُ الْكُفُرِ Dan kamu menjadi benci kepada :وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ Kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 7)

Adapun نغْصِيَةُ الْرَسُوْلِ artinya berlaku durhaka kepada Rasul, Sedangkan ciri-ciri

<sup>1</sup> Shafwoatut-Tafaasir, jilid 3 hlm. 365.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 349.

غ من الكافر hlm. 349, Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 437, maddah, أ

<sup>1.</sup> Ibid, hlm. 349

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 349.

ع ص ا , Muhtaarush-Shihhaah, hlm 438, maddah

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jılid 6 juz 16 hlm. 38.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka di antaranya: 1) mereka yang mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, 2) mereka yang mengucapkan salam yang tidak ditentukan oleh Allah, lalu (dengan kesombongannya) mengatakan mengapa Allah tidak menyiksa kami. (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 8, 9)

### (عَضُدُ) Adhdan'

Firman-Nya, انومَا كَفَتُ مُتُجِدُ الصَّهِيِّينَ عَضَاء Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan sebagai penolong. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 52)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الفضلة pada asalnya ialah anggota badan antara sikur dan pundak, tetapi bisa digunakan pula dalam arti "menolong". Seperti halnya tangan dan sebagainya. Dan arti inilah yang dimaksud pada ayat tersebut. Arti selengkapnya, berbunyi: Aku tidak menghadirkan mereka (Iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. (-ayat)

Firman-Nya, غَانَ سَنَشُدُ عَطَيْتَكَ بِأَخِيكَ Allah berfirman: "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepada kamu berdua (Musa dan Harun) kekuasaan yang besar. (Q.S. Al-Qashaash [28]: 35)

Maka, yang dimaksudkan dengan syaddul-ʻadhdi, ialah menguatkan dan menolong. Makna ini ditegaskan oleh Tharafah, di dalam syairnya: بَنَى لَبَيْنَى لَمُسْتَمْ بِيْدِ

الأندا لنمنت لها عَضْدُ

"Hai Bani Lubaina, kalian bukanlah tangan kecuali tangan yang tidak berlengan".<sup>2</sup>]

## (عَضَّ) Adh-dha'

Firman-Nya, وَيُومْ يَعْضُ الطَّالَمُ عَلَى بَدَيْهِ. Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya. Arti selengkapnya: Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya. seraya berkata:

"Aduhai kiranya dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku). (Q.S. Al-Furqan [25]: 27)

#### Keterangan

Al-'Adh-dhu adalah azmul-isnaan (menggigit). Menurut Ar-Razi, منطقة وتعن به وتعن عليه وتعن semuanya satu arti. Dan "menggigit dua tangannya" pada ayat di atas adalah gambaran penyesalan atas perbuatan yang dahulu mereka lakukan.

Begitu pula firman-Nya, عَصُوا عَلَيُكُمُ الْأَعْسِ : dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari. Arti selengkapnya: Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: "kami beriman"; dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada meraka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 119)

#### (عَضْلَ) Adhala

Firman-Nya, وَلاَ تَغَصَّلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَخْصَ مَا Dan janganlah kamu Dan janganlah kamu senyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (Q.S. An-Nisa' [4]: 18)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa al-'adhlu, ialah al-man'u wa at-tadhyiiq (النَّنَعُ وَالنَّذِيقُ), artinya mencegah, mempersempit. Dikatakan; معند المعالم , artinya: Persoalan itu menjadi ruwet dan sangat menekan (isykaalu wa dhaaqat fihi al-hailu), dan perkataan, الأفضال , penyakit yang tidak dapat diobati ('asiirun a'yaa alathbaa'). Asal katanya, adalah غنيت النافة, apabila induk unta melahirkan anaknya, namun terasa berat keluarnya. Dan daa-un 'adhaalin, yakni penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan setiap yang

<sup>1</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 160.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 56.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 349.

عن ش طن الله 2. *Muhtaarush-Shihhaah,* hlm. 438, maddah

Shafwaatut-Tafoosiir, jilid 1 hlm. 147; Qamus Al-Muhith, juz 3 hlm.



ruwet menurut orang Arab, dinamakan *mu'dhal* (مُفَصَلُّة). Di antaranya, ucapan Imam Syafi'i:

إِذَا ٱلْمُعْضَلَاتُ تُصِدَيْنَنِيَ

## كَشَفْتُ حَقَائِقَهَا بِالنَّظَر

"Apabila hal-hal yang ruwet telah menghalangiku, maka akupun menyingkapnya (dengan melihat) hakikat tersebut melalui penalaran". <sup>1</sup>

Dan begitu juga perkataan: مُصَلَبُ النَّجَاجَةُ yakni, apabila telur ayam susah keluarnya.<sup>21</sup>

### (عضينَ) ʻldhiin

Firman-Nya, الذِينَ جَعَلُوا الفَرْءَانَ عِضِينَ: (Yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi. (Q.S. Al-Hijr [15]: 91)

Keterangan

المحضية Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa جضية artinya bagian-bagian. Bentuk jamak dari غضة terambil dari perkataan, عضيت الشاة, "saya telah menjadikan kambing itu bagian-bagian". <sup>3</sup>

## (عِطْفُ) 'ithfun'

Firman-Nya, ناني عِطقِهِ لِيُضِلُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ: Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. (Q.S. Al-Hajj [22]: 9)

Keterangan

Tsaaniyan 'ithfihhi, maksudnya, dengan menyombongkan diri.4] Menurut Ar-Razi. Tsaaniyan 'ithfihhi ialah maala (bengkok, doyong, miring), dan غطف الوسادة, yang berarti ننة (menyandarkannya ke bantal, kata kiasan yang berarti malas). Sedang, عطفًا الرُّجُل, berarti di bagian samping kepalanya hingga kedua pahanya (ketiak), dan begitu pula kata 'ithfan untuk setiap sesuatu yang ada di sampingnya. Dan ('ithfahu) 'anhu, berarti a'radha 'anhu (berpaling darinya).51 Arti selengkapnya ayat berbunyi: Dengan memalingkan tersebut, lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan di hari Kiamat. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang membakar. (al-ayat).

Ar-Raghib mengatakan bahwa al-'ithfu dikatakan pada sesuatu apabila masing-masing dari dua ujungnya miring ke arah lain seperti ranting yang doyong, bantal, dan tali.<sup>1</sup>

### (عَطَلَ) Athala'

Firman-Nya, وَإِذَا الْمِشَارُ عُطِلْتُ dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak dipedulikan). (Q.S. At-Takwir [81]: 4)

Keterangan

'Uthilat (غَطِنَتُ): ditinggalkan. Yakni, نُحُطِلُنَا: mengabaikan atau membiarkan unta-unta tersebut pergi, karena rasa takut dan kesibukan mengurus dirinya.<sup>23</sup> Begitu juga kata *Mu'thalatun*, sedang وَبُرُومُعطَلَة Sumur-sumur yang ditinggalkan. Yakni, tidak bermanfaat lagi.<sup>33</sup> (Q.S. Al-Hajj [22]:

#### (عَطَاءُ) 'Athaa'

Firman-Nya, قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَعْطَى كُلُ شَيِّهِ خَلْفَةً ثُمَّةً . Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk." (Q.5. Thaaha [20]: 50)

Keterangan

A'thaa kulla syai-in khalqahu maksudnya ialah memberikan kepadanya setiap jenis gambaran dan bentuknya yang membentuk berbagai ciri khas dan manfaatnya. 43

Menurut Ar-Raghib, al-'athwu adalah attanaawul (mengambil) dan al-mu'aathah ialah al-munawalah, sedang al-l'thaa' ialah al-inaalah. Dikatakan, غض البيرة, yakni inqaada (patuh, tunduk), yang asalnya memberikan kepalanya lalu tak bisa bergerak, dan مثنيُ عُطرٌ وَ عَامِل ,yakni kijang tersebut mengangkat kepalanya untuk mendapatkan dedaunan.<sup>51</sup>

Adapun firman-Nya, غطاء رَبِّك مَحْظُورَا: Kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Yakni, kemurahan Tuhan tertuju kepada siapapun,

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 3 hlm. 159; Fathul-Qadir, jeld 1 juz 1 hlm. 243.

<sup>2.</sup> Luhat, Ash-Shabuni, *Tofsir Ahkom*, jilid Thlm. 320; Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm 350.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 film. 44.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an Don Terjemahnya, catatan kaki no. 980 hlm. 513.

<sup>5.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, film. 440 maddah ii 15 g lihat, Kamus Al-Munawwir, film. 944.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 350.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10 juz 30 hlm. 53; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm.

<sup>221.</sup> 

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm 121.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 116.

<sup>5.</sup> Mu'jom Mufrodat Alfaazhil Qur'an, hlm. 351



tanpa kecuali: Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. (Q.S. Al-Isra' [17]: 20)

Sedang firman-Nya, غَلَنَهُ غَيْرُ مَجْلُرة. Karunia yang tiada putus-putusnya. Yakni, pemberian bagi penduduk surga: Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. (Q.S. Huud [11]: 108)

Adapun firman-Nya, جَزَاءُ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءُ حِسَايًا (Q.S. An-Naba' [78]: 36) Maka, 'athaa-an hisaaba ialah balasan yang sempurna (jazaa-an kaafiyan). Maka dikatakan, اعَطَانِيَ مَاأَحْسَنِيْنِ مِاأَحْسَنِيْنِ yakni kafaaniy (telah mencukupiku). أ

## (عِظَامٌ) İzhaamun'

Firman-Nya, مُخَلَقْنَا اللَّصَيْفَةُ مَطَامًا فَكُسُونَا الْعِطَامِ dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 14)

Keterangan

'Izhaamun, "tulang". Bagian tubuh makhluk hidup yang berfungsi sebagai penyangga. Misalnya tulang pada kepala, tulang pada leher, tulang pergelangan, dan sebagainya. أَلْفَطَعُ berarti besar kakinya dan 'azhumasy-syai' asalnya besar tulangnya (kabura 'izhmuhu) kemudian dipinjam untuk setiap yang besar, lalu dipergunakan di tempatnya secara hissiy (perasaan) atau ma'quul (yang dapat dijangkau akal pikiran), dapat dilihat oleh mata atau secara makna. أ

'Azhiim adalah kata sifat yang artinya "besar". Sejumlah ayat yang menyebutkan besarnya sesuatu, antara lain:

1) Tentang goncangan hari Kiamat. Seperti firman-Nya, إِنْ رَكْزَالُهُ السَّاعَةِ مُنْيَ عَظِيمٌ Sesungguhnya kegoncangan hari Kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar. (Q.S. Al-Hajj [22]: 1)

- Tentang dampak berita bohong, baik menyangkut pribadi maupun kelompok. Seperti firman-Nya, وَمُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ Dan ia (berita bohong itu) pada sisi Allah adalah besar. (Q.S. An-Nuur [24]: 15)
- Menyifati tentang kedustaan (buhtaan).
   Seperti firman-Nya, هَذَا نَهْنَا نُهْانٌ عَظِيمُ ini adalah kedustaan yang besar. (Q.S. An-Nuur [24]: 16)
   Baca Buhtaan.
- 4) Menyifati tentang kemusyrikan. Seperti firman-Nya, إِنَّ الشَّرِاتُ لَطْلَمٌ عَظِيمٌ Sesungguhnya mempersekutukan Atlah adalah benar-benar kezaliman yang besar. (Q.S. Luqman [31]: 13) Baca Svirik.
- Menyifati tentang Al-Qur'an atau berita hari akhir. Seperti firman-Nya, نَنا عَظِيمٌ Berita yang besar. (Q.S. Shaad [38]: 67). Baca Naba'.
- 6) Menyifati tentang ganti wujud domba yang disembelih oleh Ibrahim. Seperti Firman-Nya, وَهَدَيْنَاهُ بِدَيْعٍ عَظِيمٍ. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 107)
- Menjelaskan tentang akhlak Nabi saw. Seperti firman-Nya, وَإِنْكَ نَعْنَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S. Nun [68]: 4) yakni, menyifati akhlak yang ada pada diri Nabi Muhammad saw.
- 8) Menggambarkan bentuk berpalingnya seseorang terhadap kebenaran. Seperti firman-Nya, مَيْلا عَظِيت Berpaling yang sejauh-jauhnya (dari kebenaran). (Q.S. An-Nisa' [4]: 26)
- 9) Menjelaskan bahaya suatu ucapan yang diada-adakan. Seperti firman-Nya, فَوْلَا عَظِيمًا Sesungguhnya kamu benar-benar mengucap-kan kata-kata yang besar. (Q.S. Al-Isra' [17]: 40) Baca Qaul.
- 10) Menjelaskan tentang sifat Tuhan. Seperti firman-Nya, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ: Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255). Maka, Al-'Azhiim: Yang Mahabesar, tidak ada yang lebih Agung dari-Nya.<sup>1</sup>
- 11) Menjelaskan tentang posisi Qur'anul karim. Seperti firman-Nya, وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمُ Al-Qur'an yang agung. (Q.S. Al-Hijr [15]: 87)

<sup>1.</sup> Uhat Shohih Al-Bukhori, jifid 3 hlm. 221

<sup>2.</sup> Lihat, Mu'jom Al-wosiith, juz 2 hlm. 587.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 351.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 11.

## 4



### (عِفْرِنْتُ) lfrit'

Ifrit adalah salah satu golongan jin yang cerdik, dan pada zaman Sulaiman a.s. ia di antara jin yang mengajukan kepadanya untuk membawa singgasana Balqis ke hadapannya, seperti dinyatakan: Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. An-Naml [27]: 39)

## (اَلْعِثُّةُ) Al-'Iffah

Firman-Nya, وَلَيْسَتَعْبُفِ النَّبِينَ لاَ يَجِدُونَ بِكَاخا حَقَّ Dan orang-orang yang tidak شَهِبِهِ اللهُ مِنْ فَصَلِهِ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunía-Nya. (Q.S. An-Nuur [24]: 33)

#### Keterangan

Fal-yasta'fif dalam ayat tersebut maksudnya ialah hendaklah dia berusaha menyucikan dirinya. المنفة Jibnu Manzhur menjelaskan bahwa المنفقة adalah menahan dari sesuatu yang tidak halal dan tidak bagus. Sedang الإشتيقاة adalah mencari kesucian diri, berupa menahan diri dari memintaminta kepada orang lain dan mencukupkan diri, yakni mencari kesucian diri dari sesuatu yang harus dijaga sebagai takliif (beban agama) dari Allah kepadanya. Seperti firman-Nya, التَعْمُنيا: Orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 273)

## (عَفُوْ) Afaw'

Fírman-Nya, نَمْ عَمْوَنَا عَنْكُمْ مِنْ بِعِبِ ذَلِكَ تَعْلَكُمْ : Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 52)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa نانفنو adalah menghapus perbutan dosa dengan melalui taubat (maḥwul-jariimati bit-tawbati). Asal kata ini kaitannya dengan umat Nabi Musa a.s. yang banyak nelakukan kedurhakaan dan dosadosa besar. Sedangkan maksud ayat tersebut

1. Tafsir Al-Maraghi, jılid 6 juz 18 hlm. 102.

adalah Kami (Allah) hapuskan dosa-dosa kalian dengan menerima taubat kalian, dan Kami tidak tergesa-gesa menurunkan siksa kepada kalian. Kami sengaja menundanya sampai kembalinya Nabi Musa a.s. untuk mengabarkan kifarat apa yang harus kalian lakukan agar dosa kalian bisa tertebus. Sedang kifarat tersebut merupakan kunci bagi ampunan Kami, agar kalian bisa terus mensyukuri nikmat, sebab tanpa itu kalian sama sekali tidak pernah bersyukur.<sup>1</sup>

Adapun firman-Nya, المثبّنة مكان السُبُنة (Q.S. Al-A'raaf [7]: 95) Maka, الحَسَنة حَتَّى عَقُوا (Agraw maksudnya ialah bertambah banyak dan berkembang, seperti kata-kata عَقُوْ النَّبَاتُ وَالشَّحْرِ: artinya tumbuhan dan rambut itu bertambah banyak.<sup>31</sup>

Selanjutnya makna 'afaw yang lain sebagaimana yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 219: ما فضل عن قدر , adalah ,ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العقو ... sesuatu yang lebih dari keperluannya".<sup>21</sup>, العاجة

### (اَلْعِقَاتُ) Al-'Igaab

Firman-Nya, وَانْفُوا اللَّهَ إِنْ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِفَاتِ, ...dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah keras hukuman-Nya. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

#### Keterangan

المشان (dengan fathah 'ain-nya), yang berarti "ujung belakang kaki" (tumit). المشانة المشانة (dengan fathah 'ain-nya), yang berarti "ujung belakang kaki" (tumit). المسانة المشانة المسانة المسانة المسانة المسانة المسانة (dosa), inilah pendapat jumhur ulama. Dan orang Arab banyak mempergunakannya dalam pembicaraan, percakapan mereka. Misalnya 'Amr bin Kultsum berkata:

الْآلَايَحْيَلُنَّ اَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجَهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَا Ketahuilah janganlah ada seorangpun membodohi kami

Lalu kami menjadikan bodoh melebihi kebodohan pada masa jahiliyah yang pernah menimpa kami.<sup>51</sup>

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, tilid 1 juz 1 hlm. 145.



<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 9 hlm. 253 meddah 🕳 😅

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, pilid 1 juz 1 hlm. 114

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 11.

I'afsir wal Bayan Kalimatul Qur'anul Korim, hlm. 34, Daar Al-Faji Islami; Beirut.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 352.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Firman-Nya, بِنْرَبُكَ سَرِيغَ الْعِفَاتِ ...Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar amat cepat siksan-Nya.... (Q.S. Al-An'am [6]: 165)

Adapun kata 'aqaba yang menunjuk kepada siksa antara lain: Firman-Nya, إِنْ رَبُكَ لَسُرِيغَ الْعِقَابِ sesungguhnya Tuhanmu benar-benar amat cepat siksaannya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 167); begitu juga نامينا العقاب: (Dan Allah) sangat keras siksa-Nya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 11); dan firman-Nya, وَإِنْ رَبِّكَ الْعِقَابِ Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksaan-Nya. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 6); begitu pula firman-Nya, غَلَيْكَ كَانَ عِقَابِ Akaa alangkah hebatnya siksaan-Ku itu! (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 32)

Adapun untuk kata اَنْتَبَتُ digunakan untuk memberi kiasan bagi anak dan cucu. Dari kata ini terbentuklah kata اَنْتَقَتُ وَالْفَقْنَ , yang khusus untuk balasan kebaikan, sedang الْعَاقِبَةُ diperuntukkan bagi pahala dan siksa, dan الْعَقْرُيْهُ وَالْمِقَابُ وَالْمِقَابُ dikhususkan untuk balasan kejelekan. 1]

Sedang firman-nya, فَسَوْفَ نَعْلُمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَالِيَهِمْ (Q.S. Al-An'aam [6]: 135) Maka, al-'aaqibah: kesudahan. Yang dimaksud adalah kesudahan berupa kebaikan. Karena kesudahan berupa keburukan tidak bisa disebutkan di sini karena Allah menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat dan jembatan untuk menyeberang ke sana. Dan Dia menghendaki agar hamba-hamba-Nya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, supaya mereka mendapatkan hasil yang baik pula.<sup>23</sup>

Firman-Nya, مُوخَيْرُ فَوْبَا وَخَيْرُ عَلَيْهُ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 44) Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa 'uqban, 'aqqibah, 'uqbay, dan uqbah memiliki arti yang sama, yakni, akhirat (al-aakhirah). Misalnya: فَيْحَمُ عَفْقَى الْخَارِ: Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Yakni, surga 'Adn: (Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk

ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): "Salaamun 'alaikum bimaa Shabartum" (keselamatan atasmu berkat kesabaranmu), maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 23-24)

Sedangkan نيز غنبا, artinya sebaik-baik pemberi balasan. Yakni, Allah Swt. Arti selengkapnya: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 44)

### (ٱلْعَقْبَةُ) Al-'Agabah

Firman-Nya, وَمَا ادْرِكَ مَاالَعْفَيَةُ Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Q.S. Al-Balad [90]: 12)

Keterangan

Pada ayat selanjutnya, dinyatakan: Metepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. (Q.S. Al-Balad [90]: 13-16)

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa عَنْبَةً adalah jalan terjal di pegunungan dan sulit didaki (انطَّرِيقُ الْفِرْمَةُ فِي الْخَبْلِ يُصَعِبُ سُلَكِيا). Maksudnya, supaya manusia dalam rangka menundukkan hawa nafsu nya dan godaan yang mengajak untuk bekerja baik dari kalangan manusia, jin atau setan. 11

## (ٱلْعُقُودُ) Al-'Uquud

Firman-Nya, نَوْفُوا بِالْغَقُودِ: ...Penuhilah aqadaqad itu.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 1)

Keterangan

Aqad (perjanjian) mencakup; janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>2]</sup> Sedang غَفْدَةُ الْبِكَاعِ: Janji kawin. (Q.S. Al-Baqarah [2] 235)

Adapun غفانة مِن لِبَسَاني (Q.S. Thaaha [20]: 27) kekakuan yang ada pada lidah seseorang sehingga sukar berbicara dengan jelas karena terhambat gerakan lisannya (lidahnya). Dan al-'aqadah

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 352.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 htm. 37.

<sup>3.</sup> Shahih al-Bukhari, jilid 3 hlm. 158; di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa المقانة المقانة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة الم

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid 10 juz. 30 hlm. 161.

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 388 hlm. 156.



sendiri adalah ujung lidah (ashlul-lisaan) dan di sinilah yang menjadi sebab beratnya. <sup>1</sup>

Sedangkan al-'uqad bentuk mufrad-nya adalah 'uqdah, artinya pertalian.<sup>2]</sup> Seperti firman-Nya, اَلْنَقْنَاتِ فِي الْعُنْدِ Wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul. (Q.S. Al-Falaq [113]: 4)

### (عَقَرَ) Aqara

Firman-Nya, ثَنْنَادُوْا صَاحِيْمُ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya. (Q.S. Al-Qamar [54]: 29)

#### Keterangan

Dikatakan: غَفْرَ النَّافَةُ mereka menyembelih unta. Arti asal عَفْرُ ialah melukai. Sedang مَفْرُ "memotong kaki unta". Kaum Nabi Salih melakukan hal itu terhadap untanya sebelum menyembelihnya, supaya unta itu mati di tempatnya, tidak bisa berpindah. Dan tertera pula di dalam firman-Nya, غَفْرُوا النَّافَةُ Mereka menyembelih unta betina. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 77)

### (عَاقرٌ) Aagirun'

Firman-Nya, نوامَرَأَتِي عَاقِرُ Istriku seorang yang mandul. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 40)

#### Keterangan

Dikatakan: رَجُلٌ عَاقِرُوۤ إِمَرَاةٌ عَاقِرٌ, apabila lakilaki dan wanita itu mandul.<sup>4]</sup> Yakni, tidak bisa mempunyai anak.<sup>5]</sup>

### (عَفَلَ) Aqala'

Firman-Nya, وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَصَٰرِيُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا !: dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia; dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 43)

#### Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *al-ʻaqlu* adalah benteng dan larangan lawannya *al-humqu* (dungu). Jamaknya عَفُونَ Sedang *al-ʻaqqil* adalah yang mampu menahan dan menolak kemauan hawa nafsunya. Terambil dari perkataan mereka

1. Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain him. 614.

2. Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 267.

3. *ibid*, jilid 3 juz 8 hlm. 197.

4. Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 33.

5. Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 147.

قَدْ اَعْتُمِلْ لِسَانَة , apabila mampu menahan perkataan (mengontrol). Sedang al-ma'quul adalah sesuatu yang dapat disetujui oleh qalbu anda. <sup>11</sup> Dan dikatakan pula , عَقْنَ الشَّيْن , yang berarti mengetahui sesuatu dengan dalil, atau mengetahui sesuatu lewat pengetahuan dan percobaan. <sup>21</sup>

Sedang firman-Nya, اَقُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا Hati yang dengannya mereka dapat memahaminya. (Q.S. Al-Hajj [22]: 46) yakni, hati orang-orang kafir. Baca Qalbun.

## (عَقِيْمٌ) Aqiim'

Firman-Nya, اَلرِيْخُ الْمُقِيْمُ: Angin yang membinasakan. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 41)

#### Keterangan

'Aqiim adalah angin yang tidak mengandung kebaikan maupun berkat. Yakni, angin yang tidak menyuburkan pepohonan dan tidak memuat hujan. Angin seperti ini disebut 'aqiim, yakni membinasakan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum 'Aad.' Begitu juga perempuan tua karena tidak subur kandungannya disebut 'aqiim.' Sebagaimana firman-Nya, فَفَنَاتُ مُعْوِزُ عَمْيَا وَقَالَتُ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتُ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَتْ عَعُوزٌ عَمْيَا وَقَالَا لَاللَّمْ عَلَيْكُونُ عَمْيَا وَقَالَا لَاللَّمْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَمْيَا وَقَالَا لَاللَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَمْورٌ عَمْيَا وَقَالَا لَاللَهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عِلْكُونُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُونُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُونُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُونُ عَلَيْكُ عِلْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عِلْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

Azab hari Kiamat dinyatakan dengan firman-Nya, عَنْاتُ يَوْمُ عَفِيْنِي. Arti selengkapnya berbunyi: Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur'an, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari Kiamat. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara

<sup>4.</sup> Al-'Aqiim adalah perempuan yang tak dapat melahirkan (mandul). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.



<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 11 hlm. 458 moddoh ال و إلى المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المح

Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 42; penjelasan di atas diambil dari surat Al-Baqarah (2): 170.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 6.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikxmatan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 55-56)

## 'Akafa (عَكَفُ) ~ Ya'kifu (يَعْكِفُ)

Firman-Nya, قَوْمٌ يَعْكُفُونَ عَلَى اَصِنَامِ: kaum yang tetap menyembah berhala. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 137)

#### Keterangan

الْمُكُوْفُ عَلَى المُسْرَفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

Ada pula yang mengatakan maknanya أَقَامَ (tetap, senantiasa). Sedang firman-Nya, إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَنَهِ الشَّائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 52) yakni, نِقَيْمُونُ (senantiasa mengerjakannya).

الإخبيّات (menahan الإخبيّات (menahan diri). Sedangkan الإخبيّات (adalah الإخبيّات adalah الإخبيّات (tetap pada sesuatu dan menempatinya). Sedang, Al-l'tikaaf, menurut syariat Islam ialah berdiam di masjid karena melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kata عبيّات عبيرة (yakni "dalam keadaan tetap". Sebagaimana firman-Nya, وَأَنْظُرُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

Firman-Nya, اَلْهَدُيُّ مَعْكُوْفًا اَنْ يَبُلُغُ نَجِلُهُ Hewan kurban yang sampai ke tempat (penyembelihannya). (Q.S. Al-Fath [48]: 25) Maka, Ma'kuufan berarti tertahan. Kamu berkata, التَجَالُ عَانَ عَاجِهِم artinya saya menahan seseorang dari keperluannya. أَنْ

## (عَلَقٌ) Alaqa'

Firman-Nya, خَلَقَ ٱلإِنسَانَ مِنْ عَلَتِي Dia telah menciptakan manusia dari segumpat darah. (Q.S. Al-'Alaq [96]: 2)

#### Keterangan

Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam tafsirnya, bahwa penyebutan *al-khalqu* adalah bersifat mutlak, kemudian secara khusus manusia diciptakan dari gumpalan darah (*'alaq)*<sup>1</sup> dan sudah banyak diketahui orang —semuanya mengerti bahwa manusia bercakap-cakap dalam perut ibunya dalam keadaan masih berupa gumpalan darah, yang mereka itu adalah bani Adam.

Sedang *al-Insaan* adalah isim jinis yang diambil dari semua manusia, dan tidak termasuk Adam yang telah diciptakan dari tanah liat (*ath*thiin).

Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa Allah menyebutkan manusia diciptakan dari 'alaq—yang jamaknya 'alaqah yakni gumpalan kecil dari darah— karena yang ada sebelumnya berupa nutfah, kemudian jatuh di rahim dan menetap di dalamnya sebelum menjadi 'alaqah lalu menjadi awal mula terbentuknya manusia. Maka dapat diketahui bahwa nutfah tersebut menjadi 'alaqah yang darinya manusia tercipta.<sup>2</sup>]

Sedang firman-Nya, نَدْرُوْهَا كَالْمُلُقَةِ Kamu biarkan yang lain terkatung-katung, (Q.S. An-Nisa' [4]: 129)

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa, الْعَلَقَةُ adalah bukan wanita yang diceraikan, dan bukan pula wanita yang punya suami (terkatung-katung).<sup>3</sup>

#### (عَلمَ) Alima

Firman-Nya, نَعْنَامُ وَالْبَيْتُ الْحَرَامُ قَيَامًا لِللّهُ اللّهُ الْكُمْبُةُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا لِلنّاسِ وَالشّهُوْ الْحَرَامُ وَالْهَدِي وَالْقَلَابُدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ يَعْلَمُ مَا Allah telah menjadikan Ka`bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, had-ya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 97)

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, *Lisoanul 'Aroob*, jilid 9 hlm. 255 maddah بَرِيْكَ فَي *Tofsir Al-Moraghi*, jilid 3 juz 9 hlm. 50.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 9 hlm. 255 maddah ج يوكية; *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 6 juz 17 المام 43

وق ف 3. Ibid, jilid 9 hlm. 255 maddah

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 77.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 108.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 34.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Kabiir, juz 6 hlm. 266, 267.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 169.



Keterangan

Dan al-'ilmu adalah. عِنْمُ يَعْلُمُ عِلْمًا. Dan al-'ilmu mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya; al-'ilmu juga berarti al-yagiin (yakin, pasti); atau al-'ilmu dimaksudkan dengan an-nuur yang dianugerahkan kepada hamba yang dicintai.1 Sedang Li-ya'lamillaaahu yang tertera pada ayat di atas maksudnya agar Allah memperlakukan kalian seperti penguji yang hendak mengetahui sesuatu, meskipun Dia Maha Mengetahui segala perkara gaib.2

وَلَقَدُ فَتُنَّا الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَلَيْعُلُمَنَّ ,Sedang firman-Nya Q.S. Al-'Ankabuut) اللهُ الْذِينَ صِندَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ [29]: 3) Maka, La-ya'lamannallaahulladziina *shaadaquu*, maksudnya ialah sungguh Aliah akan memperlihatkan kebenaran kepada mereka. 3]

: ثَغَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ، Firman-Nya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Yakni, pengakuan Isa a.s. bahwa dirinya tidak pernah menyuruh pengikutnya agar dirinya dan ibunya dijadikan Tuhan. Arti selengkapnya: Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai 'Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia : "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" 'Isa menjawab : Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). (Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau telah mengetahuinya, Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib". Q.S. Al-Maa-idah [5]: 116)

Dan :وَمَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْم ،Adapun firman-Nya mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Yakni, tentang penamaan malaikat dengan perempuan. Arti selengkapnya: Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sedikitpun terhadap kebenaran. (Q.S. An-Najm [53]: 27-28)

sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah

Maksudnya ilmu adalah syarat mutlak mengetahui sesuatu dengan benar. Sebaliknya kegelapan mengantarkan seseorang pada dusta dan kebohongan (zhann wa al-kadziba). Di antaranya adalah. أَكُذُبُتُمْ بِأَنِيْ وَلَمْ يُحِيْطُوا بِهَا عَلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تُعْلَمُوْنَ: Apakah kamu telah mendustakan ayatayat-Ku, padahal ilmu kamu tidak meliputinya, atau apakah yang telah kamu kerjakan? (Q.S. An-Naml [27]: 84)

Maksudnya, orang-orang musyrik Arab mendustakan ayat-ayat Allah, tanpa memikirkannya lebih dahulu. 11

Berdasarkan ilmunya. Tarkib على علم Adapun (susunan) 'alay 'ilmin dimuat di beberapa ayat, dengan merujuk kepada manusia dan merujuk kepada Allah. 'ala 'llmin yang merujuk kepada manusia di antaranya: a) kesesatan suatu ilmu: Dan Allah membiarkan sesat :وَأَصَلُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَم berdasarkan ilmunya. Sebagaimana firman-Nya, Maka pernakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya. (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 23) Maksudnya, Tuhan membiarkan orang itu sesat, karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjukpetunjuk yang diberikan kepadanya.21

وَلَقَدِ اخْتُرْنَاهُمْ عَلَى عِلْم ,Sedangkan firman-Nya على الماكنيّ: Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsabangsa. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 32) عِثْم, maksudnya, Kami tahu bahwa mereka patut

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1110 hlm. 604.

Depag, Al-Qur'an don Terjemohnyo, Catatan Kaki, no. 1385 hlm. 818; seiring dengan kesesatan suatu ilmu, di antaranya dipengaruhi oleh kekuasaan, maka menyimak kritikan Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazall terhadap para ulama. Beliau mengatakan, bahwa ketidaksembuhan seseorang dari berbagai penyakit, karena tidak adanya seorang dokter. Namun bagaimana jadinya jika dokter itu tidak lain adalah para ulama, sementara mereka sendiri mengidap penyakit berat. Beliau mengatakan lewat syairnya, yang berbunyi:

<sup>&</sup>quot;Seorang pengembala niscaya akan menjaga kambingnya dari serigola,

nomun bagaimana jadinya jibila pengembala itu sendiri serigala".

Dan di dalam bait syair lam, beliau mengatakan:

<sup>&</sup>quot;Wahai para pembaca, waha garam penyedap negara,

penyedap tidak akan berfungsi bila ia sendiri rusak". Dua bait syair di atas dikutip dari Qaradhawi, DR. Yusuf, Al-Ghozofi antara Pro dan Kontra, Alih bahasa: Hasan Abrari, Cet. Ke-3, Pustaka Progresif, Surabaya (tahun 1996), hlm. 128.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 624.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 34.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 110.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menjadi pilihan. <sup>11</sup> Dan, *Ladzuu 'ilmin*, maksudnya yang mengamalkan dengan apa yang diketahui. <sup>21</sup>

b) 'alay 'ilmin yang merujuk kepada Allah Swt., misalnya, وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هَذَى dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al-Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 52)

#### (عَلاَمَات) Alaamaat

Firman-Nya, وَعَلاَعُتُو فِبِالنَّحُمِ هُمْ يَعْنُدُونَ (Q.S. An-Nahl [16]: 16) Maka, 'alaamaat adalah bentuk jamak dari kata عَلاَنَهُ, "tanda", dan 'alaamat pada ayat tersebut maksudnya tanda-tanda yang dijadikan petunjuk oleh orang yang mengadakan perjalanan, seperti gunung, sumber air dan bau tanah.<sup>3</sup>

#### (العُلْمَاءُ) 'Al-'Ulamaa

Firman-Nya, اِبْنَا يَعُدُّنَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْطَنَفاء Sesungguhnya yang paling takut di antara hambahambanya, hanyalah ulama'. (Q.S. Fathir [35]: 28)

#### Keterangan

Maksud, ulama', di sini, adalah orangorang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Yakni kata bentuk jamak dari عنابة. Dikatakan: عنه الشَّيْنَ وَ بِهِ, yakni merasakannya dan mengerti (sya'ara bihi wa daray). <sup>5)</sup> Dalam hal ini di dalam syair dinyatakan:

عِلْمُ الْعَلَيْمُ وَعَقَلُ الْعَاقِلُ اِخْتَلْفَا

مَنْ ذَا الَّذِيْ مِنْهَا قَدْ أَخْرَزُ الْأَرْقَا؟

فَالْعِلْمُ قَالَ: أَنَا الْرَحْمَنُ بِي عُرْفًا
وَالْعَقْلُ قَالَ: أَنَا الْرَحْمَنُ بِي عُرْفًا
فَاءَفْضِحَ الْعِلْمُ إِفْمِنَاحًا وَقَالَ لَهُ
بِأَيْنَا اللّهِ فِي فُرْقَاتِهِ اِتَّصِفًا؟
فَبْنَا اللّهِ فِي فُرْقَاتِهِ اِتَّصِفًا؟
فَبْنَا لِلّهِ فِي فُرْقَاتِهِ اِتَّصِفًا؟
فَبْنَا لِلْعَقْلُ أَنْ (الْعِلْمَ) سَيْدُهُ
فَقْبَلَ (الْعَلْمَ) سَيْدُهُ

"ilmu orang alim dan akal yang dimiliki orang yang berakal keduanya berbeda,

siapakah yang memiliki satu di antara keduanya sungguh yang berarti mencapai derajat kemuliaan? Maka ilmu berkata: Saya mengetahui tujuannya, dan akal menyahutnya (dengan) mengatakan: Saya penyayang pengetahuan dengannya menjadi 'arif. Maka ilmu memperjelasnya dengan sejelas-jelasnya dan ia berkata kepadanya: menurut kami Allah telah menyifati keduanya berbeda? Lalu akal pun menerimanya, dengan mengatakan, bahwa ilmu adalah penghulunya (tuannya). Lalu keduanya mengelolanya sebagai puncak pengetahuan."1]

### (ٱلْعَالَئِنَ) Al-'Aalamiin

Firman-Nya, وَمَا مُوْ إِلاَ يِكُرُ لِلْمَائِينَ (Q.S. Al-Qalam [68]: 52) Maka, al-'alamiin, maksudnya ialah jin dan manusia, demikian kata Ibnu Abbas; kedua setiap umat dari umat-umat yang diciptakan baik yang dikenal maupun tidak. المنافزة (Baca Rabbun). Sedangkan Al-'Alamiin dengan makna manusia adalah, وَلَفُو الْفَاتِرَا الْمُمْ عَلَى عِلْمَ عَلَى الْعَالِينَ Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 32)

#### (اَلْعَلَيْمُ) Al-'Aliim

Kata 'Aliim, yang banyak ilmu, merujuk kepada manusia. Di antaranya kata 'alim merujuk kepada Ishaq a.s. المَا الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليم (Q.S. Al-Hijr [15]: 53) Maka, 'aliimun maksudnya ialah orang yang mempunyai banyak ilmu, <sup>5)</sup>

Dan kata 'alim merujuk kepada Musa a.s., misalnya, قَالَ لِلْمَلاَ خَوْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 34) Maka, 'aliimun berarti mengetahui teknik sihir dan mahir tentang pembuatan itu.<sup>6)</sup>

74

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 9 juz 26 hlm. 125.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 147.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 55.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahannya, catatan kaki, no. 1259 hlm.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 624.

<sup>1.</sup> Lihat, Tofsir Ahkam, jihd 2 hlm. 543.

<sup>2.</sup> Al-Mawardi, An-Nuqotu wal 'Uyuun Tofsir Al-Mowardi, juz 6 hlm.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain him 624.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Mubin, Al-Qur'an dan Yerjemahnya, catatan kaki no. 803 film. 395.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm 29

Ibid, jihd 7 juz 19 hlm. 56.





Adapun kata Al-'Aliim yang merujuk kepada sifat Allah ialah Zat yang tidak ada sesuatu yang samar bagi-Nya. "Seperti pengakuan para malaikat: Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 32)

Di antaranya tertera di beberapa ayat:

- 1) Firman-Nya, غالم الغيب و الضيادة: Yang Mengetahui yang gaib dan nyata. Yakni, Allah Swt. Arti selengkapnya: Mereka (orang-orang munafik) mengemukakan uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang). Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan uzur; kami tidak percaya lagi kepadamu, (karena) sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. Dan Allah serta Rasul-Nya melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah [9]: 94)
- Firman-Nya, وَرَيْ لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ: Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. (Q.S. Saba' [34]: 3)

Dan kata 'aliim yang berkaitan dengan salah satu asma Allah yang disertakan pula dengan sifat-sifat lain-Nya adalah:

- 1) اَلْغَلَاقُ اَلْعَلِيمُ (Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Hijr [15]: 86)
- 2) اَنْمَرُيْزُ اَنْمَلِيْمُ: Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-An'am [6]: 96)
- 3) اَلْفَتُاحُ اَلْطَيْمَةُ: Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Arti selengkapnya: Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Saba' [34]: 26)

Adapun غلام الفيوب: Dia Maha Mengetahui segala yang chaib. Yakni pengukuhan dan penguat nada kebenaran yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya, yang berbunyi: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang ghaib". (Q.S. Saba' [34]: 48) Dan dikuatkan pula oleh firman-Nya, النَّيْوبَ Sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib. Arti selengkapnya berbunyi: (Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka): "Apa jawaban kaummu terhadap seruan kamu?" Para rasul menjawab: "Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib". (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 109)

Adapun أَغَنَمُ Lebih tahu adalah isim tafdhil (kata yang menunjukkan makna lebih dan sekaligus sebagai perbandingan dalam tingkatannya), yang artinya lebih tahu. Yakni, Allah Swt. Seperti firman-Nya, زَاللهُ أَعْلَمُ بِالطَّالِينِ Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zatim. (Q.S. Al-An'am [6]: 58); begitu pula firman-Nya, إِنْ رَبُكَ مُونَا أَعْلَمُ مَنْ يَضِكُ عَنْ سَبِيلِهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَنْ اللهِ وَمُو أَعْلَمُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## (عَلاَنيَّةٌ) Alaniyyah'

Firman-Nya, وَأَنْفَقُوا مِمَا رَزْفَنَاهُمْ مِبرًا وَعَلاَئِيةٌ Dan menafkahkan rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi-sembunyi atau terangterangan.... (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 22)

#### Keterangan

Al-'Alaaniyyah adalah lawan dari as-sirru (rahasia). Dikatakan عَنِينَ الأَمْنِ (perkara itu rahasia) dari bab dakhala dan thariba. المان Al-'alaaniyyah adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang menjadi sifatnya. Misalnya dikatakan: رَجْلًا عَلَاثِينًا yakni yang menjelaskan perkaranya (terus terang). Jamaknya عَلاَفِنَ

Sedang *a'lana*, berarti mengumumkan, mengiklankan, atau menginformasikan dengan terang-terangan. Seperti firman-Nya, اِئِيَ اَعْلَنْتُ لَهُم Aku menyeru mereka dengan terang-terangan. (Q.S. Nuh [71]: 9)

<sup>1.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, him 452, maddah ಪ್ರತಿಕ್ಷ

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab 'ain hlm. 625.



#### (عُلا) Alaa (عُلا)

Firman-Nya, وَلَعَارُ يَضَامُ عَلَى يَعْضُ Dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalah sebagian yang lain. Arti selengkapnya: Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan besertanya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalah sebagian yang lain. Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 91)

Keterangan

Dikatakan: عَانُوْكُنُ فِي الْوَّضِ, yakni takabbur. Dan عَلاَ الْرَجْنَ berarti mengalahkannya (qaharahu wa ghalabahu). <sup>11</sup> Sedang عَلاَ الرَّجْنَةِ, adalah dalam keadaan ganas lagi sombong. Kata tersebut dipergunakan untuk menyifati perilaku dan tabiat Fir'aun, sehingga dia termasuk kategori orang-orang yang melampaui batas dalam melakukan keburukan dan kerusakan (minal-Musrifin). <sup>21</sup> Seperti pada firman-Nya, الله كان عَلَيْنَا مِنْ الْمَسْرِفِينَ Sesungguhnya dia (Fir'aun) adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 31)

Ista'laa: menang, المَّا Seperti firman-Nya, وَقَدَ خَلَتُمْ الْبَيْمَ مَنِ اسْتَغْلَى dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. (Q.S. Thaaha [20]: 64)

Aalin (غات): Orang yang berbuat sewenangwenang. Yakni, kata yang disifatkan kepada Fir'aun. Seperti firman-Nya, وَإِنْ فَرْعُونَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenangwenang di muka bumi. (Q.S. Yunus [10]: 83)

Sedang الْعَالِين, berarti "yang lebih tinggi". Yakni, kata yang disifatkan kepada Iblis. Seperti firman-Nya, الْمَعْلَيْنَ أَمْ كُنْتَ مِن الْعَالِين : Apakah kamu menyombongkan diri ataukah (kamu) termasuk orang-orang yang lebih tinggi. Arti selengkapnya: Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah (kamu) termasuk orang-orang yang lebih tinggi. (Q.S. Shaad [38]: 75)

Firman-Nya, نَهُ جَنَّهُ عَالِيَة (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 10) Maka, 'aaliyah adalah kata yang menyifati surga, yakni tinggi tempatnya. Sebab surga adalah tempat yang bertingkat-tingkat. Sebagian lebih tinggi dari yang lain. <sup>1</sup>

Al-'Aliyyu (الْعَلَيُّ): Yang Mahaluhur dari segala hal yang menyerupai Allah atau menyamai-Nya. Sebagaimana firman-Nya, Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa`at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 255)

Selanjutnya, sifat-sifat-Nya yang lain, dan dengan menggunakan sifat ganda dalam satu ayat, antara lain:

- 1) زَمُو الْعَانِ الْكَبِيرُ (Dan Dia-lah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.S. Saba' [34]: 23) Baca: Syafaat.
- 2) نَمُوَالْعَانُ الْعَظِيمُ: Dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Mahabesar. (Q.S. Asy-Syuura [42]:4)

Sedangkan الثنتان adalah salah satu asma Allah yang berarti Yang Mahatinggi atas segala sesuatu. Seperti الكيز الثنال: Yang Mahabesar lagi Mahatinggi. Yang arti selengkapnya berbunyi: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang tampak; yang Mahabesar lagi Mahatinggi. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 9-10)

#### (عَالِيُهُمْ) Aaliya-hum'

Firman-Nya, عَالِيْهُمْ بَيْاتُ سُنْتُسَ خُصْرٌ وَاِسْتَجْرَقُ . Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal. (Q.S. Al-Insan [76]: 21)

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab 'ain hlm. 527.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 125.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 123.

<sup>1.</sup> *lbid*, plid 10 juz 30 hlm. 133.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 13 hlm. 74.



#### (الْعُلْي) Al-'Ulay

Firman-Nya, الشماوات النفى: Langit yang tinggi (Q.S. Thaaha [20]: 4)

Keterangan

Al-'Ulaa adalah bentuk jamak dari al-'ulyaa, muannas dari al-a'laa yang berarti Maha tinggi, seperti al-kubra muannas dari al-akbar yang berarti Mahabesar.'<sup>1</sup>

Firman-Nya, وَكُمَةُ اللّٰهِ فِي الْغَلْيَا Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. (Q.S. At-Taubah [9]: 40) Yakni, sifat yang melekat pada *Kulimatuulaah*, kalimat tauhid yang merupakan kalimat yang paling tinggi.

Adapun firman-Nya, وَإِنْ فَرَعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ (Q.S. Yunus [10]: 83) Maka, al-fuluwwu maksudnya ialah penyiksaan dan kesewenang-wenangan.<sup>2</sup>

Firman-Nya, غلوا كيوا: Kesombongan yang sebesar-besarnya. Yakni sifat yang ditujukan kepada bani Isra'il dengan kesombongannya mengadakan kerusakan di muka bumi, seperti yang tertera di dalam firman-Nya: Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Isra'il dalam kitab ini: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kati dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. (Q.S. Al-Isra' [17]: 43)

Firman-Nya, أَلَا تَعْلُوا عَلَيْ وَاتُونِي مَسْلَمِينَ Bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. (Q.S. An-Naml [27]: 31) Maka, 'Allaa Ta'luu 'Alayya ialah janganlah kalian sombong dan tunduk kepada hawa nafsu.<sup>31</sup>

Firman-Nya, اهلنا وغلوا: Kezaliman dan kesombongan. Yakni, sifat yang ditujukan kepada orang yang mengingkari kebenaran berupa mukjizat para nabi, dan diikuti juga dengan tuduhannya bahwa bukti kebenaran Tuhannya (mukjizat) sebagai sihir. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya: Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka: "Ini adalah sihir yang nyata". Dan mereka mengingkarinya karena

kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. (Q.S. An-Naml [27]: 13-14)

Sedangkan firman-Nya, السَانُ صِدْفِي علِيناً. Buah tutur yang baik lagi tinggi. (Q.S. Maryam [19]: 50) maka, 'Aliyyan dimaksudkan dengan sifat yang terdapat pada diri Ishaq a.s. dan Ya'qub a.s., sebagaimana firman-Nya, yang berbunyi: Kami jadikan mereka (Ishaq dan Ya'qub buah tutur yang baik lagi tinggi.

menjelaskan tentang الأعلى Adapun kata beberapa hal, di antaranya: 1) kekuasaan Allah, seperti dinyatakan: مبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى ..., "Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi, dan menyempurnakan yang menciptakan . (penciptaan-Nya)." (Q.S. Al-A'la[87]: 1-2); 2) Menyifati diri Fir'aun, seperti dinyatakan: أَنَارَتُكُمُ الأغلى adalah perkataan Fir'aun kepada kaumnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi". (Q.S. An-Nazi'at [79]: 23) dan karena ucapannya tersebut, Fir'aun mendapatkan azab di akhirat dan di dunia, seperti dinyatakan pada ayat sesudahnya, dan sekaligus tanda bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. (Ayat ke-24, 25); dan 3), Menyifati malaikat, misalnya: الْلَادُ ٱلْأَعْلَى: Malaikat Sebagaimana firman-Nya: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang al-mala'ul a'la (malaikat) itu ketika mereka berbantahbantahan, (Q.S. Shaad [38]: 69)

## (عِلِّيُّيوْنَ) Illiyyun'

Firman-Nya, وَمَا أَدُواكَ مَا عِلْيُون , Tahukah kamu apakah 'Iliyyin itu? (Yaitu) kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah). (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 19-21)

#### Keterangan

Secara zahir 'illiyyin diambil dari kata رائطئو، "tinggi'". Dan jika sesuatu itu, sepanjang ia menaik dan meninggi, maka ia akan membesar dan meluas. المعلقة jibnu Manzhur menjelaskan bahwa المعلقة, menurut kalam Arab adalah orang menguasai negeri, maka apabila mereka turun tahta mereka menyebutnya معلقة. Ibnu Saidah berkata: kata ini sudah terkenal di kalangan

<sup>1</sup> *libid*, jalid 6 juz **16** film, 94,

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 4 juž 11 hlm.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 him. 133.

<sup>1.</sup> Rıngkasan Tofsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 936.



Arab untuk menyatakan terhadap orang yang punya kelebihan di dunia dan kaya raya dengan ahlu 'illiyyiin, dan apabila sebaliknya mereka mengatakan sifliyyuun.<sup>1</sup>]

#### (العماد) Al-'Imaad (عَمَدَ) - Al-'Imaad

Al-'Amad bentuk tunggalnya ialah 'imadun, yakni sesuatu yang dijadikan tiang penyangga. Jika kamu mengatakan, مُعَنَّفُ الْحَانِفُ , artinya aku membuat penyangga untuk kamu. Kamu mengatakan demikian bila kamu membuatkan penyangga untuknya. Atau al-'amad adalah bentuk jamak dari 'amuudun, yang berarti tiang. Seperti adamun dan adiimun. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, عَنْهُ اللّٰمُ الّٰذِي رَفْعُ الشَّمُوٰاتِ بِغَيْر Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 2) dan firman-Nya, خَرْهُ السَّمُوٰاتِ بِغَيْر عَنْهِ الْمُعَانِّةُ السَّمُوٰاتِ بِغَيْرِ عَنْهِ الْمُعَانِّةُ السَّمُوٰاتِ بِغَيْر عَنْهِ (Q.S. Luqman [31]: 10)

Sedangkan firman-Nya, إِرَمْ ذَاتِ الْعِمَانِ; (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunanbangunan tinggi. (Q.S. Al-Fajr [89]: 7) Maka, dzaatil-'imaad: yang menghuni kemah-kemah. Rumah mereka di gurun Sahara dari Ahqaaf sampai Hadramaut. أا Iram ialah ibu kota kaum 'Aad. أ

#### (عَمْرَ) Amara/

Firman-Nya, يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ, artinya "yang memakmurkan masjid-masjid Allah". (Q.S. At-Taubah [9]: 17)

#### Keterangan

'Imaaratul masjid, terkadang diartikan menetap dan bermukim di dalamnya untuk beribadah, atau mengabdi padanya dengan membersihkannya dan lain sebagainya. Kadangkadang diartikan berziarah kepadanya untuk beribadah. Di antaranya ialah ibadah khusus yang disebut 'umrah. 6]

Al-'Imaarah adalah menghilangkan kekacauan (nuqiidhul-kharaab). Dan dikatakan

بَعْمِرَ أَرْطَيُهُ yang berarti ya'muruhu (memakmurkannya). Dan dikatakan عَمُرَتُهُ فَعَمُرَ فَهُوَ مَعْمُونُ (aku telah memakmurkannya). 11 Seperti orang-orang yang memakmurkan masjid yang mempunyai kriteria sebagai berikut: إِنَّمَا يِعَمِّرُ مِسَاجِدِ اللَّهِ مِنْ وَامِنْ بِاللَّهِ وَالَّيْوَمِ الَّاخِرِ وَاقَّامَ الصَّلَاةَ وَءَالَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعْسَى أُولَئكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَدِينِ: Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. (Q.5. At-Taubah [9]: 18)

#### (عُمُرا) Umuran'

Firman-Nya, لَعَمَرُكُ إِنَّهُمْ لَقِي سَكَرَتِهُمْ يِعْمُهُونَ Allah berfirman: "Demi umurmu (Muhammad) sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan (kesesatan)". (Q.S. Al-<u>Hijr</u> [15]: 72)

#### Keterangan

La-'amruka berarti la-'aisyuka (demi hidupmu).<sup>2]</sup> Yakni aku mintakan kepada Allah umurmu, dan di sini kata 'amru dimaksudkan untuk sumpah (gasam).<sup>3]</sup>

Kata 'umur mempunyai dua makna: pertama umur manusia itu sendiri, dan kedua 'umur berarti "masa", "tempo". Maka 'umur yang berarti masa atau tempo ialah: فقد لبثنغ خفرا: Sesungguhnya aku tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. (Q.S. Yunus [10]: 16)

Sedangkan makna 'umur yang berarti ajal, sekaligus sebagai sesuatu yang ghaib dan sudah ada ketetapannya. Misalnya, الْفَلاَ يَعْتِلُونَ Barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya, niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan. (Q.S. Yasin [36]: 68)

Begitu juga: ولكل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون "Tiap-tiap umat ada ajalnya, apabila ajal datang kepadanya, maka ia tak dapat diundurkan dan tidak dapat dimajukan sesaat pun." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 34). Yang berarti persoalan umur sudah ada ketetapannya. Oleh

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, *Lisoenul 'Arab*, jilid 15 hlm. 94 *moddeh* i Jig

Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 77, Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 359.

<sup>3.</sup> Ibid., plid 5 juz 13 hlm. 62.

<sup>4</sup> Ibid, jiříd 10 juz 30 hlm. 142

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1574 hlm.

<sup>6</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 73.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 359.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jitid 3 hlm. 151.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 360.

karena itu. Allah mengecam orang-orang yang



minta dipanjangkan umurnya seribu tahun و لا تجديهم احرصَ الناس على حيوة و من الذين اشركوا يودّ , lagi احدهم لو يعمّر الف سنة و ما هو بمزحزحه من العدّاب أن يعمّر و الله نعمار بما تعملون: "dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia) bahkan (lebih loba (agi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan." (Q.S. Al-Bagarah [2]: 96), Karena langkah demikian itu berarti mencampuri sesuatu yang telah menjadi wewenang Allah (perkara gaib). Sedangkan umur itu sendiri sudah ada ketetapannya, seperti tersebut di dalam firman-Nya, وَمَا يُعَمُّوٰ مِنْ Dan sekali-kali tidak : مُعَمَّروَلا يُنْقَصَّ مِنْ عُمْرِهِ إِلاَّ في كِتَابِ dipanjangkan umur seseorang yang berumur

### (أَلْعُمْرَةُ) Al-'Umrah

(Q.S. Fathir [35]: 11)

Kata اَلْغَوَةُ, secara bahasa berarti "ziarah". Sedangkan menurut istilah syara', ialah ziarah secara khusus ke Baitullah atau Masjidil Haram. Sebagaimana yang banyak tertera penjelasannya di dalam kitab-kitab fikih. <sup>U</sup>

panjang dan tidak dikurangi umurnya, melainkan

(sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh mahfuz).

Maka, l'tamara (إغتَمَا sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, فَمَنْ حَجُّ الْبَيْتَ أَوْ اعْنَمَا فَمَنْ حَجُّ الْبَيْتَ أَوْ اعْنَمَا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 158) berarti melakukan manasik umrah.<sup>2</sup>1

Dan بِيْتُ الْمُعَنَوْرِ: Baitul Ma'mur. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 4) yakni, ka'bah yang ramai dengan orang-orang berhaji dan para penduduk asli yang ada di sekelilingnya.<sup>3)</sup>

#### (عَمَلٌ) Amala'

Dikatakan: عَمَلَ بَعَمِلُ مَمَلِهِ, "amal perbuatan". Yakni, melakukan suatu perbuatan yang dengannya ia mendapat sesuatu. Di dalam Qur'an hanya ada dua istilah: مَمَلُ صَالِحٌ, yakni amal yang mendatangkan kedamaian; dan مَمَلُ الشَيْنَاتِ, yakni

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 26

amal yang mendapatkan kemurkaan dari Allah dan manusia. Di dalam Asasul Balaghah disebutkan orang yang giat berusaha dengan sebutan: اَنْجُنْنُ لِنَقْصُهُ وَالْسَعُمُانُ غَيْرَهُ وَلِعُمِّلُ رَأَيَّهُ وَيَتَعَمَّلُ فِي خَاجَاتِ الْسَلَمِينَ yakni يَتَعَمَّنُ فِي يَجْمِدُ (giat berusaha untuk dirinya, untuk orang lain, untuk pemimpinnya, dan untuk keperluan umat muslim).

Pelaku suatu perbuatan disebut 'aamil (غابل). Misalnya istilah Al-'Aamilu 'alaiha yakni orang yang diserahi tugas oleh sultan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orangorang kaya.<sup>2]</sup> Sebagaimana tertera di dalam firman-Nya, إِنَّنَا الصَّنَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالنَّسَاكِينِ وَالْعَامِينِينَ عَلَيْهَ (Q.S. At-Taubah [9]: 60); begitu juga firman-Nya, أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْرِ (Q.S. At-Kahfi [18]: 79) Maka, Ya'maluuna fil-baḥri maksudnya mereka mencari upah di laut.<sup>3]</sup>

Amal di dalam Islam (menurut Al-Qur'an) mempunyai konsep<sup>4</sup> tersendiri, di antaranya:

- Tidak berputus asa menuju ampunan Allah, الله تَعْلِي الله عَلْمُورًا وَمَن يَعْمَلُ سُومًا أَوْ يَطْلِمُ نَفْسَهُ ثُمُ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله عَلْمُورًا : barangsiapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' [4]: 110)

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 26.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 19.

<sup>1</sup> Az-Zamakhsyari, Asaasul-Balaaghah, hlm. 436.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 4 juz 10 hlm. 140.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 6.

Istilah konsep, dalam bahasa inggris concept, dan dalam bahasa latin, conceptus dari conperere (memahami, mengambil, menenma, menangkap) yang merupakan gabungan dari con (bersama) dan capere (menangkap, menjinakkan). Lorens Bagus, Op. Cit., hlm. 481.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



 Tentang bersyukur (terima kasih): Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia. (Q.S. An-Naml [27]: 40)

Di antara bentuk amal buruk ialah yang tertipu dalam kepayahan: غَامِلَهُ تُاصِئَةُ: Bekerja keras lagi kepayahan. (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 3) Berkenaan dengan ayat di atas terdapat sebuah riwayat: Ketika Umar bin Al-Khatthab ra berjalan di depan seorang rahib, tiba-tiba umar memanggilnya, dikatakan: Hai rahib, lalu rahib itu menjenguknya dari atas rumah lotengnya, tiba-tiba Umar melihat ke arahnya lalu menangis. Ketika ditanya: Mengapa anda menangis ya Amirul Mukminin? Jawab Umar r.a.: Aku teringat pada ayat: المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف ال

Menurut Asy-Syaukani kata *al-'amal* dalam ayat tersebut ialah melepaskan ikatan rantai dan belenggu di telaga api nereka. Yakni karena ketakabburannya di dunia untuk enggan menaati Allah lalu Allah memperlakukannya seperti itu.<sup>21</sup>

- 4) Konsep menghadapi sukses dan gagal: Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuz) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah; (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orangorang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 22-23)
- 5) Konsep seorang da'i, "Hai kaumku aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang

telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya?" (Q.5. Huud [11]: 51)

### (اَلْعَمُّ) Al-'Ammu

Adapun بَيُوتُ اَعْمَامُكُمْ; Rumah saudara bapak kamu yang laki-laki. Sedang بَيْنُوتُ عَمَابُكُمْ; Rumah saudara bapak kamu yang perempuan. (Q.S. An-Nuur [24]: 61)

### (اَلْعَمَهُ) Al-'Amahu

Firman-Nya, يِّقِ مَلْفَيَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ Mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 15)

Keterangan

Al-'Amahu adalah ragu-ragu memilih suatu perkara.<sup>21</sup> عَنِهَةًا, adalah kata masdar dari عَنِهَ. Dan perkataan, الْغَنِهُ وَالْغَابِهُ, yang berarti "bingung". Sedangkan الْغَنِهُ, adalah kata mu'annas dari الْغَنِهُ, artinya tempat yang tidak ada tandatanda, petunjuk. Dan Al-'Amahu juga berarti terombang-ambing dalam kebingungan. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, مَنْ يَصْلِيلُ اللهُ Barangsiapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 186)

Begitu pula firman-Nya,هُوْ وَكُشْفَنَا مَا يَهُمْ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: مِنْ صَرْرَلَتَجُوا فِي طَفَيَاتِهُمْ يَعْمَيُونَ 75) yakni, *Ya'mahuun* maksudnya ialah mereka kebingungan di dalam kesesatan.<sup>51</sup>

## (عَمِيْنٌ) Amiin' - (عُمْی) Umyun'۔

Firman-Nya, غَيْمِهُمْ لِا يَتْمَاءُ نَوْمَتِهُ فَهُمْ لِا يَتْمَاءُ لُونَ Maka gelaplah segala alasan pada hari itu, karena mereka tidak saling bertanya. (Q.S. Al-Qashash [28]: 66)



<sup>1.</sup> Komus Al-Munawwir, hlm. 974.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 360.

<sup>3.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 975.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 120.

<sup>5.</sup> Ibid, jılid 6 juz 18 hlm. 36.

Terjemoh Muhtoshar Tafsir Ibnu Kotsir, jilid 8 hlm. 318, Cet. ke-2 tahun 1993, Bina Ilmu Surabaya.

<sup>2.</sup> Fathul Qadiir, jilid 5 hlm. 428.

#### Keterangan

Al-'Amah ialah gelapnya hati. Sama dengan buta mata dalam hal tidak bisa melihat. Pengaruh gelapnya hati ialah pikiran kacau dan goncang, tidak mengerti arah. Jamaknya ialah غنة. ال

Sedang firman-Nya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ (Q.S. Thaaha [20]: معيشة طِنْكُا وَتَحْشَرُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَعْنَى (Q.S. Thaaha [20]: معيشة طِنْكُا وَتَحْشَرُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَعْنَى (Q.S. Thaaha [20]: معيشة طِنْكُا وَتَحْشَرُهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ أَعْنَى الْمُعَامِّمِةِ الْفِيَامَةِ الْفَيَامَةِ أَعْنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

Firman-Nya, أَنْ جَانَهُ الْأَغْنَى (Q.S. 'Abasa [80]: 2) Maka yang dimaksud *al-a'may* dalam ayat tersebut adalah Abdullah bin Umi Maktum. <sup>3</sup>

Sedangkan قَوْمُ غَمِيْنُ Kaum yang buta mata hatinya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 63)

Terhadap ayat tersebut, Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa غين adalah kata jamak dari نائنة, yakni orang yang buta. Atau yang dimaksud, adalah "orang yang buta nuraninya". Sedangkan أغنى, ialah "orang yang buta mata". Sebagaimana dikatakan oleh Zuhair:

وَ أَعَلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَٱلاَمْشِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدِ عَمَى

"Aku tahu tentang pengetahuan hari ini dan kemarin sebelumnya, namun aku buta mengenai pengetahuan apa yang terjadi besok.<sup>4</sup>

## (عَنِتُمْ) Anittum (عَنْتُ) Anata

Firman-Nya, نَلْكُ بَنْ خَمْيَ الْفَتْتَ مِنْكُمْ; Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina di antaramu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 25)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa غيثًا adalah waqa'tum fil-'anati, artinya "kalian memposisikan diri pada kesusahan". Yakni Al-

1. النام, jiliid I juz 1 hlm. 55; dan dikatakan: تميث إيثة الفتي apabila tidak diketahur ke mana perginya. Adapun الفتن untuk buta mata dan العبة untuk buta hati. Lihat, *Tafsir Al-Qurtubi*, jilid 1 juz 1 hlm. 146-147. musyaqqatu wal-halaku (kesusahan dan petaka). الماء 'Anat' ialah musyaqat dan sesuatu yang sulit dilakukan. Dalam bahasa Arab dikatakan المُعِطَامُ , artinya tulangnya pecah lagi atau lemah setelah ditambal (digips). الأَحْرِنَا Seperti halnya yang tertera di dalam Firman-Nya, الأَخْرِنَانَا الْأَخْرِنَانَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### (عَنيْدٌ) Anfidun'

Firman-Nya, کُلُ کَفَارِعَتِيب : Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. (Qaaf [50]: 24)

#### Keterangan

'Aniid adalah yang melampaui batas, tidak menerima kebenaran. Abu Ubaidah mengatakan: الْمَنْهُدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُهُ الْمُنْهُدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُهُ أَلْمُنْهُدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُهُ أَلْمُنْهُدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُهُ أَلْمُنْهُدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُهُ أَلْمُنْهُدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُهُ أَلْمُعَالِدُهُ الْمُعْبِدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ أَلْمُ الْمُعْبِدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُهُ الْمُعْبِدُ وَالْعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَالِدُهُ الْمُعْبِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَابِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعَالِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَلِمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ عَلَيْكُوا مُعِلِدُ اللّهُ وَالْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ مُعِلِدُ وَالْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ اللّهُ وَالْمُعِلِدُ اللْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْمُعِلِدُ اللّهُ الْعِلْمُعِلِدُ اللّهُ الْعِلْمِلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

Dua buah ayat di atas adalah uslub 'aam (umum) indikasinya adalah kata kullu yang menunjukkan arti "setiap", "tiap-tiap", dan "semua". Hal ini berimplikasi pada makna menghabiskan semua kata yang berada di belakangnya. Maka setiap orang kafir adalah penentang dan setiap orang yang sombong (jabbar) adalah penentang. Mafhum mukhalafanya, tidak ada orang yang dijuluki sifat jabbaar selain penentang, dan tidak ada yang dijuluki kafir selain sebagai penentang ('aniid').

## (عُنُقٌ) Unuqun'

Firman-Nya, وَلاَ تَجْعَلَ بِنَكَ مَعْلُولَةً إِلَ غُلْقِكَ Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. (Q.S. Al-Isra' [17]: 29)

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 157.

Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1555 hlm. 1024.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 187.

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm 231.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 138.

<sup>3.</sup> Fathul Qadiir, jilid 2 hlm 507.



Keterangan

'Unuq artinya leher. Az-Zujaj mengatakan penyebutan الغنق adalah ungkapan tentang tetapnya, sebagaimana tetapnya kalung melingkar وَكُلُ إِنْسَانَ أَلْزَمُنَاهُ ,di leher.'' Begitu pula firman-Nya طَائِرَةُ فِي عُنْقَهُ: Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. (Q.S. Al-Isra'; [17]: 13); begitu juga firman-Nya: قَاصَدِيُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ: maka penggallah kepala mereka. (Q.S. Al-Anfal [8]: 12) Baca Dharaba, Thaara.

### (اَلْعَنْكُمُوتُ) Al-'Ankabuut

Al-'Ankabuut: Laba-laba. Hewan mempunyai delapan kaki dan enam mata. Dikatakan bahwa ia adalah di antara hewanhewan yang paling terlindungi (aqna'). Dan nun pada kata *al-'ankabuut* adalah asli, sedangkan wawu dan ta' adalah ziyadah (tambahan). dengan dalil seperti perkataan mereka dalam mengucapkan bentuk jamak عناكب, dan bentuk tosghir-nya عنتكنت <sup>2</sup>ا

### (عُنَا) Anaa'

Firman-Nya, وغنب الوجوة للعن القيوم tunduklah semua muka (dengan merendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup kekal serta senantiasa mengurus (makhluk-Nya). (Q.S. Thaaha [20]: 111)

Keterangan

'Anat: tertunduk. Berakar dari kata ini muncul kata الناني yang berarti orang yang ditawan. أعنا - عنوا عنوا Di dalam Mu'iam disebutkan: أعنا - عنوا عنوا المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم Yakni tunduk dan merendah diri. Dan dikatakan: , فَهُوْ عَانَ .(tunduk terhadap kebenaran) عَنَا قُلاَنُ لَلْعَقَ dan jamaknya فَيِيَ عَانِيةُ . عَنَاةٌ, dan jamaknya فَيِي عَانِيةُ . عَنَاةٌ

Di dalam Lisaanul 'Arab disebutkan bahwa أَكُنُ خَاصَع :Ibnu Saidah berkata, bahwa dikatakan setiap yang tunduk kepada kebenaran) لِعَقَ أَوْغَيْرِه atau kepada yang lainnya) disebut غان. Dan أَنْ أَنْفُونُوهُ bentuk isim dari masing-masingnya adalah أَنْفُونُوهُ أَ

#### (عَهُدٌ) Ahdun'

وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْارِهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجِدَنَا أَكْثَرَهُمْ ,Firman-Nya لقاسقين: Dan Kami tidak mendapati kebanyakan

1. tbid, jilid 3 hlm 213.

mereka memenuhi janji, Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 102)

Keterangan

الْفَيْدُ Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa الْفَيْدُ sumpah) ٱلْيَمَيْنُ ,(wasiat) ٱلْوَصِيَّةُ ,(ilmu) ٱلْعَلَمُ artinya yang diikat dengan janji dari orang yang berjanji dengannya). Dan juga berarti לעמול (masa, zaman). Dikatakan: گان دُالكَ على عَيْد فَلان (hidup pada masa si Fulan). Dan jamaknya المَيْهُوُدُ وَعَيَادٌ

Al-'Ahdu adalah segala perkara yang secara tetap dilakukan oleh manusia dengan kemauannya sendiri, termasuk di dalamnya وَأَوْفُوا يَعْيُدُ ,perjanjian.2) Sebagaimana firman-Nya Dan tepatilah ؛ الله إذَا عَامَدُتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تُؤكيدهَا perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpahsumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, (Q.S. An-Nahl [16]: 91)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Al-'Ahdu ialah wasiat. Sedang wasiat itu sendiri kadang yang dimaksud ialah mengadakannya, dan kadang yang dimaksud ialah sesuatu yang diwasiatkan (dipesankan). Orang mengatakan, عَيْدَتُ إِنْيَهُ بِكُذَا , "saya pesankan dia mengerjakan atau menjaganya". Dalam hal itu bisa terjadi timbal balik antara kedua belah pihak dan disebutkan mu'aahadah (saling berjanji). Tetapi adakalanya hanya dari salah satu pihak saja, yaitu dia berjanji kepadamu tentang sesuatu, atau mengharuskan kamu berbuat sesuatu.

Dalam pada itu, (ٱلْيَتَاقُ) al-miitsaag juga berarti janji, tetapi yang dimaksud janji dikuatkan dengan salah satu dari berbagai macam penguat. Berkata Ar-Raghib. "janji Allah terkadang apa yang telah ditemukan pada akal kita, dan terkadang berarti apa yang Dia perintahkan kepada kita dalam kitab lewat lisan. para rasul-Nya. Dan terkadang berupa apa yang kita lazimkan sendiri seperti atas diri kita, yang sebenarnya tidak lazim pada sumber syari'at seperti nazar dan semisalnya".3)

Sedang, al-mu'aahadah ialah mengikat perjanjian antara dua golongan menurut

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 17, 18.



<sup>2</sup> Hoosiyotush-Shaawiy 'ala Tafsır Jalalam, yuz 4 him. 480.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 151.

<sup>4</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 633

<sup>5.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 15 hlm. 101 moddah ان ح

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 634.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 5 juz 14 hlm. 129.



parsyaratan yang wajib mereka laksanakan, ketika masing-masing golongan itu meletakkan sumpahnya dalam sumpah yang lain dan menguatkan perjanjian itu dengan sumpahsumpah. Oleh karena itu ia disamakan dengan aymaan (أنينان), sebagaiman firman-Nya, innahum la aymaana lahum, "Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya".

Adapun makna dan pengertian 'ahdun sebagaimana yang tertera diberbagai tempat antara lain dapat dijelaskan sebagi berikut:

- 2) Al-'Ahdu adalah wahyu atau berita dari Allah yang mutlak kebenarannya. Misalnya: وَقَالُوا لَنْ Misalnya: وَقَالُوا لَمْنَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَبْدًا فَلَنْ يُخْلِفُ تَمْمُ اللّهُ عَبْدًا أَمْ تُقُولُونَ عَلَى اللّهُ مَا لاَتْعَلَمُونَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 80)

Redaksi ayat tersebut sifatnya menafikan (meniadakan). Maksudnya, mereka tidak pernah mendapat pemberitaan berupa wahyu dari Allah, dan "kami tidak disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja" adalah pernyataan dari mereka (orang-orang yahudi) yang mengada-ada. Oleh karena itu Allah menyangkal pernyataan tersebut.

3) Al-'Ahdu berarti waktu pelaksanaan.<sup>4</sup> Misalnya, أَفْطَالُ عَلَيْكُمُ الْمَهْدُ أَمْ اَرْدُتُمْ أَنْ يَجِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ, (Q.S. Thaaha [20]: 86)

- 2. Ibid, jılid 8 juz 23 hlm 23.
- 3 Ibid, jilid 1 juz 1 hlm 152.
- 4. *tbid*, jilid 6 juz 16 hlm. 137

- 4) Al-'Ahdu berarti wasiat. Dikatakan, النه الكبة و نفتم النه الله الكبة و نفتم النه الله الكبة و نفتم النه الكبة و نفتم الله و نفتم الله الكبة الكبة و نفتم الله الله الكبة و نفتم الله الكبة و نفتم الله الكبة و نفتم الله الكبة و نفتم الله الكبة و الكبة و نفتم الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و الكبة و ا
- 5) Firman-Nya, وَلاَ تَقْرَبُوا مَالُ الْبَيْتِيمِ اِلاَ بِالْتِي مِي أَحْسَنُ حَتَّى يِبَلِغُ الْعَبْدَ كَانَ مَسْئُولًا (Q.S. Al-Israa' [17]: 34) Maka, al-'ahdu maksudnya janji yang kamu adakan dengan hamba Allah selain kamu, agar menjadi kuat dan teguh. Az-Zujaj mengatakan: apa saja yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah, adalah termasuk perjanjian dan masuk ke dalamnya pula janji antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau antara hamba-hamba Allah dengan sesamanya.<sup>2)</sup>
- 6) Firman-Nya, لاَينْلِكُونَ الشَّفَاعَةُ إِلاَ مَنِ الْغَنْ عِنْدَ الرُّحْمَنِ (Q.S. Maryam [19]: 87) Maka, 'ahdan: maksudnya ialah, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah, pengakuan tidak berdaya dan tidak berkekuatan, serta tidak berharap kepada selain Allah.<sup>3</sup>]
- 7) Firman-Nya, وَأَوْفُوا بِمَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 40)

Maka, maksud 'ahdii-kum ialah Janji Bani isra'il kepada Tuhan; bahwa mereka akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, serta beriman kepada rasul-rasul-Nya di antaranya Nabi Muhammad saw. sebagai yang tersebut di dalam Taurat.<sup>4</sup>]

Imam Al-Maraghi menjelaskan النهنة adalah sesuatu yang mengikat anda supaya menunaikannya kepada orang lain. Bila ikatan itu bertalian dengan kedua belah pihak, maka dikatakan, غيد

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 41 hlm. 15.



<sup>1</sup> ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 51; lmam Asy-Syaukani menjetaskan bahwa Az-2ujaj mengatakan bahwa segala sesuatu yang diperintah Aliah dan yang dilarangnya adalah termasuk di-ahdu, di antaranya janji hamba dengan Tuhannya, dan janji yang disepakati antar sesama. Lihat, Fothul Qodiri, jilid 3 hlm 226; dan pada lembaran sebelumnya dari kitabnya, bahwa bunyi ayat النام من طيور مم فراتهم والمستعربة المنظم على القصيم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ال

<sup>1.</sup> Ibid, phd 5 juz 16 hlm. 157.

<sup>2.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm. 31.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 82.





نَكُنُ عَبَداً: Si fulan saling berjanji dengan si fulan akan suatu perjanjian. Sisi lain makna *al-'ahdu,* berarti "wahyu", atau " berita dari Allah yang mutlak kebenarannya".

Maksud al-'ahdu dalam ayat di atas merupakan gambaran bahwasanya dalam menghadapi suatu masalah semacam ini, ada dua kemungkinan: adakalanya merupakan janji dari Allah kepada mereka, dan adakalanya hal itu merupakan perbuatan mereka sendiri yang diada-adakan lantaran ingin menonjolkan diri sebagai anak Tuhan dan kekasih-Nya.<sup>13</sup>

Berpijak pada keterangan berbagai ayat tersebut di atas, maka janji ('ahdun) muaranya menuju pada empat macam: pertama, janji kepada Allah, yang diungkapkan dengan غَنْدُ اللهِ مَسْنُولًا Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggung jawabnya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 15); begitu juga bunyi ayat, وَالْدِينَ يُنْفُصُونَ عَهْد اللهِ مِنْ يَعْدِ مِينُافِهِ. Orangorang yang merusak perjanjian Allah setelah diikrarkan dengan teguh. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 25)

Berkenaan dengan 'Ahdullaah, "perjanjian Allah", imam Al-Maraghi membaginya menjadi dua macam: a) 'ahdun-nazhari, yakni perjanjian ini menyangkut semua umat manusia. Artinya menimbang-nimbang semua perkara dengan neraca akal. Dengan akal pikiran ini manusia bisa mengetahui hakikat segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui Sang Pencipta, seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya: Alastu bi-rabbikum qaaluu balaa, "Bukankah Aku ini Tuhanmu". Mereka menjawab, "betul" (Engkau Tuhan kami) ..."(Q.5. Al-A'raaf [7]: 172); b) 'Ahdud-diin. "perjanjian agama". Seperti firman-Nya, وَأُوْفُوا بِعَيْدِي أُوفِ بِعِيْدِكُمْ (Q.S. Al-Bagarah [2]: 40) maksudnya وَايُايَ فَارَغَبُونَ hendaknya untuk manusia hanya menyembah Allah dan tidak sekali-kali menyekutukan-Nya. Mereka berjanji akan mengamalkan syariat dan hukum-hukum-Nya. Berjanji beriman kepada rasul-rasul Allah ketika ada dalil yang membuktikan kebenaran kerasulannya. 23

Sedangkan balasan menukar janji Allah dengan harga dunia adalah ditelantarkan dan tidak dibersihkan di hari Kiamat. Arti selengkapnya; Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. 'Imraan [3]: 77)

Kedua, janji kepada manusia (antar sesama), yakni al-ʻahdu adalah sesuatu yang mengikatmu agar menunaikan kepada orang lain. Bila ikatan itu bertalian dengan kedua belah pihak, maka dikatakan, أَنْ فَلانَا عَبْد فُلانًا وَلانا عَبْد أَنْ الله والمالة berjanji dengan si fulan akan sesuatu perjanjian). Seperti Firman-Nya, إِنْ النَّذِينَ يَشْرُونَ وَلاَ يَكُلُمُهُمْ إِنْ اللَّهِ وَالْمَانِيمَ فُعْنَا قَلِيلًا أُولَئِكُ لاَ خَلاقَ لَهُمْ فِي الْجُورَةِ وَلاَ يَكُلُمُهُمْ وَلَهُمْ عَدَابُ الْمِعْ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 77)

Ayat tersebut berbicara dalam konteks setelah menyebutkan sebagai perilaku buruk di sebagian ahli kitab di antaranya tidak menjaga amanah, "jika engkau mempercayakan kepada mereka satu dinar maka ia tidak akan tunaikan, kecuali kalau engkau tetap menuntut dia". (Q.S. 'Imraan [3]: 75); mereka adalah orang yang beriman di siang hari dan kufur di sore hari; mereka tidak beriman kepada Muhammad saw. dan hanya mempercayai agama mereka saja. (Q.S. 'Imraan [3]: 73)

Yakni, bagi siapa saja, bila dia memiliki sifat dan karakter sebagaimana orang-orang Yahudi (misalnya, mengetahui kebenaran namun ia menyembunyikannya) sebagaimana di atas maka mereka adalah termasuk orang-orang yang tidak mempunyai bagian akhirat, kemudian Allah tidak berkata-kata kepada mereka, Allah pun tidak melihat mereka, Allah tidak membersihkan mereka, lalu mereka mendapatkan azab yang pedih.

**Ketiga**, janji kepada Rasulullah. Janji kepada Rasulullah saw. termasuk juga janji kepada Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah semata-mata berdasarkan wahyu

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 115.

<sup>2. /</sup>bid, jilid 1 juz 1 hlm 98-99.

<sup>1.</sup> tbid, plid 1 juz 3 hlm. 188.

Allah. (Q.S. At-Taubah [9]: 7). Misalnya: الْغَيْرَامِ Orang-orang yang telah mengadakan perjanjian di dekat masjidil haram. (Q.S. At-Taubah [9]: 7); sedangkan 'Indal-Masjidil-Haraam yang dimaksud ialah Al-Hudai-biyah, suatu tempat yang terletak antara di dekat Mekah di jalan Madinah. Pada tempat itu nabi Muhammad saw. mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa sepuluh tahun. المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

Keempat, janji kepada diri sendiri. Misalnya: وَالْنِينَ هُمَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهَيْمِمْ رَاغُونَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 8) Maka, al-ʻahdu ialah janji yang diambil oleh manusia terhadap dirinya sendiri, yang mendekatkannya kepada Tuhan, dan apa yang diperintahkan Allah sebagaimana firman-Nya, Orang-orang (Yahudi) mengatakan: 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami....' (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 183)<sup>2</sup>]

### (اَلْعِهُنُ) Al-'lhnu

Dinyatakan bahwa الفين (dengan dikasrah 'ain-nya dan di sukunkan ha'-nya): bulu domba yang mempunyai aneka warna. المنون Penyebutan kata al-'ihnu kaitannya dalam penghancuran gunung-gunung saat kiamat tiba sebagaimana tertera dalam surat Al-Ma'arij ayat 9 dan surat Al-Qari'ah ayat 5. Menurut kedua ayat tersebut bahwa pada saat Kiamat gunung-gunung akan hancur luluh layaknya bulu-bulu yang beterbangan.

## (عِوَجٌ) lwajun'

Firman-Nya, الله وَيَبْغُونَهُا (yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 45)

#### Keterangan

'lwajan artinya mempunyai kebengkokan. Yakni tidak sama dan tidak lurus, sehingga tidak bisa ditempuh oleh seorangpun. Sedang الْغَوْجُ (difathahkan 'ain-nya) ialah khusus tentang halhal yang bisa dilihat dengan mata kepala. Dan النبغ (dikasrahkan 'ain-nya) ialah khusus tentang halhal yang tidak bisa dilihat, seperti pendengaran dan perkataan. ا Kata 'iwaaj sebagaimana ayat di atas adalah tujuan yang direncanakan oleh orang-orang menghalangi manusia dari jalan Allah. Demikianlah pola dan gaya hidup mereka yang kafir terhadap kehidupan akhirat. Dan di antara bentuk 'iwaj adalah menakut-nakuti. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 86).

Sedang Laa 'Iwaaja lahu, yang tertera di dalam firman-Nya, نَوْمَنِدُ بِنَّشِهُونَ النَّاعِيَ لاَ عِنْ لَهُ (Q.S. Thaaha [20]: 108) maksudnya ialah tidak bengkok dalam seruannya, maka dia tidak cenderung kepada segolongan manusia dengan meninggalkan segolongan yang lain, tetapi memperdengarkan seruannya kepada seluruh manusia. <sup>2</sup>

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa مُلْبَوَخ adalah "menyimpang dari jalan lurus dalam halhal yang maknawi (abstrak), seperti agama dan perkataan". <sup>31</sup> Sedang أَنْحَنَى, adalah "menyimpang dalam masalah yang maḥsusat (konkrit) seperti bengkoknya tembok, terusan dan pohon". Yang dimaksud di sini adalah menyimpang dan menyeleweng. Ghaira dzi 'Iwaaj: tidak terdapat pertentangan padanya dari segala seginya. Seorang penyair mengatakan:

وَفَدُ أَتَاكَ بِيَقِيْنِ غَيْرَ ذِيْ عِوْجٍ مِنْ ٱلْإِلَّهُ وَقُولُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

"Sesungguhnya telah datang kepadamu keyakinan yang tidak terdapat pertentangan padanya. Dari Tuhan(Allah), yang merupakaan perkataan yang tak bisa didustakan.<sup>4</sup>

Dan kata 'iwaja juga berarti "rendah", sebagaimana menyifati suatu tempat, misalnya, الأثرى فينا عِوْجًا وَلا أَمْنَا tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. (Q.S. Thaaha [20]: 107)

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 film. 159.



<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 632 hlm. 278.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 6 juz 18 hlm 4

<sup>3,</sup> Ibid, plid 10 juz 30 hlm. 226.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 634.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 155; dan disebutkan juga di dalam Mu'jam, مو الفؤؤؤ يعواه عوج Berarti condong (maala wa anhoa). Dan Dan , yakni buruk perangamya (saa-a khuluquhu). Dan juga berarti melakukan penyimpangan terhadap agamnya. Dan dikatakan: وَوْلُ عِنْ عِنْ عِنْ العَمْلُ العَمْلُ وَالْمُعْلِيْنِ عَنْ مِنْ العَمْلُ yakni menyimpang dari maksud sebenarnya. Dan وَوْلُ مُؤْرُدُنِ عَنْ يَعْ وَالْمُعْلِيْنِ لَعْنَا عَنْ عَنْ العَمْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ اللهُ عَنْ وَلَا عَلَيْنِ اللهُ عَنْ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَالْمُ عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلَا عَلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ إِلَيْنِ وَلِي عَلْمُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلْمُ وَلِي الْعِلْمُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُولُ عِلْمُ لِلْكُولُ عِلْمُ لِعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ المُعْلِيْكُمُ وَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُهُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ لِلْمُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللْمُعْلِقِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعِلَّمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلِيْكُمُ عِلْمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللّهُ عَلِيْ

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 151.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 2 juz 4 hlm. 11.



## (عَدُواً) Adwan'

Firman-Nya, وَلاَ تَشْبُوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ عَنْوًا بِغَيْرِعِلْمِ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (Q.S. Al-An'am [6]: 108)

#### Keterangan

'Adwan, artinya melebihi batas. Adalah bentuk masdar dari kata اعدى نعن المناف المعلى المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف

Sedangkan al-'aadiy ialah orang yang melampaui batas darurat.'l Misalnya sebagai batasan terhadap mereka yang dalam keadaan terpaksa tidak mendapatkan makanan yang halal dimakan namun diperbolehan jenis makanan yang diharamkan dalam kadar tertentu, yang diungkapkan dengan, مثن اضطن غير باخ ولا عاد فلا إله Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 173)

## (الْعَادِيَاتَ) Al-'Aadiyaat

Al-'Aadiyaat bentuk mufradnya adalah 'aadiyah, "lari menerjang". <sup>3</sup> Firman-Nya, وَالْعَادِياتِ Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, (Q.S. Al-'Aadiyaat [100]: 1)

## (الْعَادَينَ) Al-'Aadiin

Firman-Nya, قَالُور لَبِثْنَا يُومَا أَوْبَعُصْ يَوْمٍ فَاشَالُ الْعَاذِينَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 113)

Keterangan

Fas-alil-'aadiin maksudnya al-malaa-ikah (malaikat). Asy-Syaukani menjelaskan bahwa al-'aadiin yakni yang memungkinkan dari mengetahui jumlah bilangannya, mereka itu adalah para malaikat. Karena merekalah yang menjaganya dan mengetahui amal-amal perbuatan para hamba. Z

#### (مَعَادٌ) Ma'aad - (عَادَ) 'Aaada

Firman-Nya, أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنا: Atau kamu kembali kepada agama kami. (Q.S. Ibrahim [14]: 13)

Keterangan

Al-'Uud ialah kembali kepada susuatu setelah berpaling dari padanya baik berpaling dengan zatnya ataupun berupa perkataan yang disertai dengan kemauan keras. <sup>3</sup>J

Firman-Nya, وَالْفَمْرُ فَنُرْتَاهُ مَنَازِلُ حَتَّى عَادَ كَالْفَرْجُونِ Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (Q.S. Yasin [36]: 39)

Maka sia pada ayat tersebut maksudnya ialah kembali berada pada saat akhir perjalanannya dan mendekati matahari, ketika tampak oleh mata yang berbentuk seperti tandan. <sup>4</sup>

Firman-Nya, إِنْ الْذِي فَرَمَنَ عَلَيْكَ الْفُرْءَانَ لَرَاذُكَ إِلَى مُعَادِ (Q.S. Al-Qashash [28]: 85) Maka, dikatakan, مُعَادِ negerinya, karena dia bekerja di dalam negeri itu lalu kembali kepadanya. <sup>51</sup> Maksud kata ma'aad dalam ayat tersebut adalah kota Mekah. Ini adalah suatu janji dari Tuhan bahwa Nabi Muhammad saw. akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan ini sudah terjadi pada tahun ke delapan hijrah di waktu Nabi menaklukkan Mekah. Ini merupakan mukjizat bagi Nabi. <sup>61</sup>

## (اَلْعِيْدُ) Al-'lidu

قال عِيمَى ابْنُ مَرْتَمَ اللَّهُمَ رَبُّنَا أَنْزِلُ Firman-Nya, عَنْنُمُ اللَّهُمَ رَبُّنَا أَنْزِلُ Isa putra عَنْنِنَا مَائِدَةً مِنْ الشَّمَاءِ تَكُونُ لِنَا عِبِدًا لِأَوْلِنَا وَءَاجِرِنَا

<sup>6.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1143 hlm.



<sup>1.</sup> Ibid, jihd 5 juz 15 hlm 140.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 47,

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 221.

Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 166.

<sup>2</sup> Fathul Qadrir, plid 3 hlm 500.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 364

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm 8

<sup>5</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 104.





Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami". (Q.S. Al-Maaidah [5]: 114)

#### Keterangan

Al-'Iidu Kadang-kadang dimaksudkan sebagai kegembiraan, dan terkadang dimaksudkan sebagai musim keagamaan atau kebudayaan yang untuk itu orang-orang berkumpul pada hari tertentu untuk melaksanakan peribadatan.

#### (عَاذَ) Aadza

Firman-Nya, المستجد الله: Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Arti selengkapnya: Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang sekali-kali mereka tidak akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 56)

#### Keterangan

Al-'Audz adalah iltijaa-u ilal-ghairi wa ta'alluqu bihi (berlindung kepada yang lain dan bergantung dengannya). Dan dikatakan غَادَ فَالاً (si fulan berlindung kepada si fulan). Kata ista'aadza bi berarti laja-a ilaihi (فَيْنَ إِنْبِهِ), "minta perlindungan kepadanya", dan ma'aadzullaah ma'aadzan (مَعَادُ اللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ فَإِذَا قَرْاتُ Seperti firman-Nya, فَإِذَا قَرْاتُ الرَّهِيمِ فَإِذَا قَرْاتُ الرَّهِيمِ فَاللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ فَإِذَا قَرْاتُ الرَّهِيمِ السَّمَانُ الرَّهِيمِ السَّمَانُ الرَّهِيمِ السَّمَانُ الرَّهِيمِ السَّمَانُ الرَّهِيمِ السَّمَانُ الرَّهِيمِ السَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ السَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ اللهُ اللهُ مِنْ الشَّمَانُ الرَّهِيمِ لللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Ungkapan نعنة الله: Aku berlindung kepada Allah. Sebuah peristiwa yang menimpa Yusuf as. dalam menyikapi bujuk rayu Zulaikhah, sebagaimana dinyatakan: Dan wanita Zulaikhah yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. (Q.S. Yusuf [12]: 23); dan firman-Nya, نفاذ الله أَنْ تَأَخَذَ إِلاَ مَنْ وَجَنْنَا مَنَاعَد (Yusuf berkata): "Aku berlindung kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda padanya...." (Q.S. Yusuf [12]: 79)

Adapun firman-Nya, فَالْتُ إِنِّي أَمُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْك (Q.S. Maryam [19]: 18) Maka, a'uudzu maknanya aku berpegang teguh dan berlindung.<sup>ال</sup> Yakni, ditujukan kepada Maryam.

Sedangkan firman-Nya, بِنَهُ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 36) Maka, *U'iidzuhaa*: aku cegah dan aku mintakan perlindungan untuknya kepada pemerintahan-Mu. Asal kata *al-a'uudzu* adalah berlindung kepada selain-Mu, serta bergantung kepada-Nya. Dikatakan dalam bahasa Arab, عناذ بفلان, apabila ia minta perlindungan kepada si fulan.<sup>2</sup>

## (عَوْرَةً) Awraatun

Firman-Nya, وَنَسْتَأَذِنُ قَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّتِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بَيْوَتَنَا Dan sebahagian dari mereka minta :عُوْرَةُ وَمَا هِي بِعَوْرَةَ : Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, (Q.S. Al-Ahzab [33]:

#### Keterangan

Kata غۇزة, menurut Tsa'alabi adalah segala sesuatu dari anggota tubuh manusia yang menjadikan malu bila tersingkap.<sup>3]</sup>

Firman-Nya, غۇزاڭ الْبَسَاء. Aurat wanita. Yakni, dada dan perhiasan lainnya. Yang hanya boleh ditampakkan kepada sanak keluarganya, sebagaimana dinyatakan:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (bisa) tampak dari padanya. Dan hendaklah

Abu Manshur Tsa'alabi, Fighgul-Lughah wa Sirrul-'Arabiyyah, qismul-awwoot, htm. 36.



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 365.

<sup>2.</sup> Muhtogrush-Shihhooh, hlm. 461 maddah 234

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 40.

Ibid, jilid 1 juz 3 hlm 142.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putri mereka, atau putra-putri suami mereka, atau putra-putri saudara laki-laki mereka, atau putra-putri saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak vang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung, (Q.5. An-Nuur [24]; 31)

Firman-Nya, وَالنَّبِينَ لَمْ يَلْكُمْ الْخَلْمَ مِنْكُمْ فَلَاتْ مَرْاتِ مِنْ (Q.S. An-Nuur [24]: 58) Maka, Al-'Auraat dimaksudkan dengan waktu-waktu kalian menanggalkan pakaian. Dari perkataan mereka, أعوز النّوس, yang berarti 'keadaan darisi penunggang kuda itu telah rusak'. <sup>11</sup> Maka dinyatakan Al-'Aurat juga berarti setiap rumah(tempat tinggal) yang di dalamnya ada sesuatu yang dirahasiakan yang khawatir musuh masuk di dalamnya. <sup>21</sup> Dan tiga aurat tersebut adalah: 1) sebelum sembahyang Subuh; 2) ketika menanggalkan pakaian di tengah hari; dan 3) sesudah sembahyang Isya'. (Q.S. An-Nuur [24]: 58)

#### (عَامٌ) Aamun'

Firman-Nya, وَ كُلُنَ عَامِ مَرَاةً أَوْ مَرَوْنًا. Sekati atau dua kali setiap tahun. Arti selengkapnya: Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tetap juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. (Q.S. At-Taubah [9]: 126)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, السنة seperti السنة (artinya, tahun), tetapi kebanyakan digunakan kata *as-sanah* dalam tahun yang terdapat di dalamnya paceklik, panas (*asy-syiddah* 

1. Tafsir At-Maraghi, jilid 6 juz 18 ktm. 129

wal-jadbu). Oleh karena itu digunakan kata al-jadb dengan as-sanah dan kata al-'aam menggambarkan keadaan yang subur(ar-rakhaa' wal-khishbi). Seperti yang dikemukakan di dalam firman-Nya, غيدات الثانن وفيه ينصرو (Q.S. Yusuf [12]: 49), dan firman-Nya, قلبت فهم ألف سنة إلا خمسين (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 14))

### (عَانَ) Aana

Firman-Nya, واسْتَعِينُوا بِالصَّيْرُ وَالصَّلَاةِ. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. (Al-Baqarah [2]: 45, 153)

#### Keterangan:

Al-'Awnu ialah menolong dan memperkuat (al-mu'aawanah wal-mazhaahir). Dikatakan فلانٌ غوني , yakni menjadi penolong dan aku menolongnya. Selanjutnya, Dan 'awaanun baina dzaalika adalah kata dipinjam untuk menggambarkan peperangan yang berulangulang dan telah berlalu.21

Adapun kata al-musta'aanu, berasal dari ista'aana (استعنان-يستعين-اسبعانة-فيو المستعين المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المستعنى المست

#### (العيز) Al-ʻliru

Firman-Nya, اَنْتِنَا الْعِيْرِائِكُمْ لِسَارِفُون: Hai kafilah sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. (Q.S. Yusuf [12]: 70)

#### Keterangan

Al-'liru: Unta yang dimuati beban yang dimaksud ialah pemiliknya. Abu Ubaidah mengatakan bahwa al-'iiru adalah unta yang tunggangan dipakai dalam perjalanan. Ada pula yang mengatakan bahwa unta, bighal, himar disebut juga 'iirun. Al

<sup>2</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 636.

<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 366

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 366

<sup>3</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 5 juz 13 hlm. 19.

<sup>4.</sup> Fathul Qadnr, jilid 3 hlm 42.





Firman-Nya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍ; Maka orang itu berada di dalam *kehidupan* yang diridai. (Q.S. Al-<u>H</u>aqqah [69]: 21)

Keterangan

Al-Ma'iisyah adalah kehidupan berupa makan, minum dan tempat tinggal. Jamaknya غاش – غيْشًا وعِيْشَةُ وَ dengan jalan qiyas. Dan مَعَاشَاً, yakni mempunyai daya hidup. الله مَعَاشَاً وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً وَ Q.S. Thaha [20]: 124)

Man pada ayat tersebut menunjukkan pengertian umum, "siapa saja", setelah menyebutkan kisah terusirnya Adam dan Hawa lantaran keduanya melanggar larangan Allah (ayat ke-123). Dan pada ayat ke 122, disebutkan: "Allah memilihnya dan mengampuninya dan memimpin dia" (tsummajtabaahu rabbuhu fa-taaba 'alaihi wa haday). Artinya siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah (melanggar larangan-Nya) maka mereka berada pada kehidupan yang sempit, kecuali mau bertaubat kepada-Nya, dan kembali kepada peringatan Al-Qur'an.

Kata *Ma'aasyaa* diungkapkan dalam pengertian "waktu untuk mencari penghidupan".<sup>2)</sup> Misalnya, waktu siang hari, نَوْجَعَلْنَا النَهَازَ مَعَاشًا hari, النَهَازَ مَعَاشًا jadikan siang untuk mencari penghidupan. (Q.S. An-Naba' [78]: 11)

Sedangkan firman-Nya, نُوْجَعَلْنا لَكُمْ فِيهَا مُعَالِمِين Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 9)

Al-Ma'aayisy adalah jamak dari بعينفة, yakni hal-hal yang menyebabkan berlangsungnya penghidupan dan kehidupan jasmani maupun hewan, berupa makanan, minuman dan sebagainya. Ma-iisyah ada dua macam: pertama, hal yang bisa diperoleh karena sejak semula telah diciptakan oleh Allah, seperti buah-buahan dan lainnya; kedua, hal yang terjadi lewat usaha manusia. Yakni, ma'aayisy dimaksudkan dengan penggunaan waktu-waktu, siang ataupun malam, secara keseluruhan untuk keperluan hidup, beribadah dan berusaha mencari kehidupan.



Firman-Nya, نَوْوَجُدْكُ عَالِكُمْ فَأَغْنَى Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. (Q.S. Adh-Dhuhaa [93]: 8)

Keterangan

'Aa-ilan: dzuu 'iyaalin (yang kekurangan). الله بن Firman-Nya, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُعُنِيكُمُ اللهُ مِن Jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan bagimu dari karunia-Nya. (Q.S. At-Taubah [9]: 29)

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa, عيلله, adalah al-faqru wa faaqatu (kefakiran). Dikatakan: عَانَ-نِعِيْنَ -عِيلَة , yakni, apabila ia menjadi fakir. Dan perkataan: أَعَانَ فَهُوْ مَعِيلًا , apabila ia menjadi orang yang selalu dalam kekurangan (shahibul-'iyaal). Abu 'Ubaidah mengatakan: العيلة merupaka masdar dari العيلة , maknanya, iftaqara (menjadi fakir, membutuhkan), beliau bersyair:

وَمَا يَدُرِي الْفَقَارُ مَتَى غَنَاهُ

وَمَا يَدُرِئُ الْغَيِّيُّ مَثَى يَعِيْلُ

"Orang yang fakir tidak tahu kapan kayanya, dan orang kaya tidak tahu kapan ia menjadi fakir".<sup>2]</sup>

Firman-Nya, إِنَّنَا النَّشْرِكُونَ تَجَسَّ فَلاَ يَقْرَبُوا النَّسْعِدِ. Firman-Nya بَقْرَبُوا النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ مِنْ الْحَدَّامُ بَعْنَا عَامِهُمْ مَذَا وَإِنْ جَفْتُمْ عَنِنَاةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ Esesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karuniaNya, (Q.S. At-Taubah [9]: 28)

Yakni, 'Aa-ilan berarti dalam keadaan miskin.' Dikatakan, عَال الرَجْل يَعِيلُ عَيْلاً وَعَلِلْهُ, berarti dia miskin (membutuhkan); orangnya disebut ('aa-ilun). 'A'aala, berarti orang yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dan, مَوْيَعُولُ عِبْلاً كَثِيْر dia memberi dan mencukupi mereka perkara kehidupannya.

# 'Aynun (عَيْنٌ)

Firman-Nya, كَفَيْنَا فِهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا Sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. (Q.S. Ad-Dahr [76]: 18)

<sup>4</sup> fbid, jilid 4 juz 10 hlm. 88.



<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 640

Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 4.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 3 juz 8 hlm. 108.

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 227.

<sup>2.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 576.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 184

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Al-'Aynu adalah anggota tubuh dari manusia dan makhluk lainnya untuk melihat. Atau juga berarti air yang memancar dari bumi (mata air). Jamaknya وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْفَيْوِنِ: Misalnya: وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْفَيْوِنِ: dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. (Q.S. Yasin [36]: 34); dan 'ainun jaariyah; mata air yang mengalir airnya.<sup>21</sup>

Adapun Firman-Nya; عَيْنَ خَمِيْة. Laut yang berlumpur hitam. Sebagaimana firman-Nya: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: "Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebalkan terhadap mereka". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 86)

Berikut makna kata 'aynun yang tertera di beberapa tempat:

- 1) عَبُنُ الْبِقَبُنِ berarti "mata". Misalnya: عَبُنُ الْبِقَبُنِ (Q.S. At-Takaatsur [102]: 7) Yakni, m elihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. 3] Begitu juga firman-Nya, :Mata mereka dalam keadaan أَعْيَيُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنُ ذِكْرِي tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 102); begitu juga terhadap peristiwa antara Musa a.s. dan para ahli sihir Fir'aun, سنحروا أغين النَّاس Mereka menyulap mata orang. Arti selengkapnya: Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 116)
- يَهُنْ, berarti "cairan". Sebagaimana firman-Nya, عَيْنَ الْفِطْرِ: Cairan tembaga. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, yang berbunyi:

Dan Kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. (Q.S. Saba' [34]: 12)

 A'yun, ungkapan terhadap keturunan sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa dinyatakan, فَرَةَ أَعَيْنِ Penyenang hati. (Q.S. Al-Furqan [25]: 74) Baca Qurratun.

# (عَتَى-يَعِي-عَيْياً) Ayiya'

Firman-Ñya, اَهُمَيِينَا بِالْغَلْقِ الْأَوْلِ بِنَ هُمْ فِي لَشِي مِنْ خَلْقِ : Maka apakah *Kami letih* dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. (Q.S. Qaaf [50]: 15)

Keterangan

A-fa-'Alyyin, adalah الْبِيُّ عَنِ الْأَمْنِ , yang artinya "tidak mampu melakukan sesuatu hal". Al-Kisa'i mengatakan: kalau kamu berkata: اَغْيَضَتْ مِنَ النَّفِوْ عَنِ الْأَمْرِوَالْقِطَاعِ الْجِيْلَةِ artinya saya mampu karena letih untuk melakukan itu dan tidak ada jalan lagi buat melakukannya. <sup>11</sup> Ubad Ibnu Abrash juga berkata:

عَيُّوْا بِأَمْرِهِمْ كَمَا

### غيَّت بِبَيْضَتِهُمَا الْحَمَامَةُ

"Mereka lemah mengurus sesuatu urusan mereka sebagaimana burung lemah untuk mengurusi telurnya sendiri.<sup>2</sup>]

Terhadap ayat di atas A. Hassan dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa apakah mereka sangka bahwa kami telah jadi lemah dengan sebab menjadikan makhluk-makhluk yang sudah ada? Tidak! Karena mereka terus melihat berlakunya pembikinan yang pertama, tetapi mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang pembikinan yang baru, yaitu kebangkitan di hari Kiamat.<sup>3</sup>

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain hlm. 641.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 133; lihat surat Al-Ghaasyiyah

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahannya, catatan kaki no. 1600 hlm.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 157.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 38; Shafwaatut-Yafaasir, jilid 3 hlm. 241.

<sup>3.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no 3783 film. 1021.





## (غَبَرَةٌ) Ghabaratun

Firman-Nya, إِلاَ عَجُوزًا فِي الْفَابِرِينِ: Kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 171)

Keterangan

Al-Ghoabiriin: orang-orang yang tinggal, karena ia tidak keluar bersama Luth dan orang-orang yang pergi bersamanya. الإ المَرْتُهُ قَدُنُا إِنَّا لَمْنَ الْفَابِينَ (Q.S. Al-Hijr [15]: 60) Maka, al-ghoabiriin: orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir untuk dibinasakan bersama mereka. Asal katanya adalah ghabratun, yaitu sisa susu yang terdapat pada tetek. المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية

Sedangkan *ghabarah* adalah apa yang anda perhatikan berupa azab yang disediakan oleh Allah. Misalnya keadaan muka mereka yang berdosa di akhirat kelak, مُونَجُوهُ يَوْمُبِنِهُ عَلَيْهُ غَرَةً وَكُولُهُ وَمُؤْمِنِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَمْرَةً وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُولُهُ وَلَا يَعْلَيْكُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَكُولُولُهُ وَلَا يَعْلَى وَالْعُلُولُولُهُ وَلَا يَعْلِيهُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِمُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْلَى وَلَا لِعِلْمُ لِللْعُلِي وَلِي اللّهُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا يَعْلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْكُولُولُولُهُ وَلِهُ وَلِلْكُولِ وَلِلْكُولُولُولُولُولًا لِلْمُؤْلِقُولُ وَلِلْكُولِ لِلْكُولِ وَلِلْكُولِ لِلْمُلِلِكُمُ وَلِلْكُولِ لِلْمُلِكُولًا لِلْمُلِلِكُمُ وَلِلْكُولِ لِلْكُلِكُ وَلِلْكُولُولِ لِلْكُولِ لِلْلِلِكُ

# (غَثَىٰ) Ghatsaa

المنتفيناني الله (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 17) Kedua orang tua itu berkata: Semoga Allah menolong kami dari-Mu. Orang mengatakan, المنتفث الله (artinya "meminta tolong kepada Allah". Adapun yang dimaksud di sini adalah kedua ibu bapaknya itu meminta tolong kepada Allah terhadap kekafiran anaknya. Karena, tidak menyetujui kekafiran tersebut dan menganggapnya perkara besar, sehingga mereka berdua meminta pertindungan kepada Allah dalam menolak kekafiran tersebut. Sebagaimana perkataan orang, المَعِبَاذُ بِاللهِ مِنْ كَذَا

artinya: "Semoga Allah melindungi aku dari perbuatan ini".<sup>1)</sup>

## (غُثُاءً) Ghutsaa'an

Firman-Nya, فَجَعَلْنَاهُمْ فَكَادُ Dan Kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 41)

Keterangan

Al-Ghutsaa' ialah buih dan apa yang naik di permukaan dan sesuatu yang tidak mengandung manfaat.<sup>2]</sup> Yakni, apa yang dihanyutkan oleh air bah, seperti daun, dahan kayu yang sudah rapuh yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.<sup>3]</sup> Sedang, air bah yang menyeret limbah dedaunan dan rerumputan ke sisi lembah.<sup>4]</sup>

Maksudnya, demikian buruk akibat mereka, sampai mereka tiada berdaya sedikitpun, tak ubahnya sebagai sampah yang dihanyutkan banjir, padahal tadinya mereka bertubuh besar dan kuat-kuat.<sup>5</sup>!

Begitu pula firman-Nya, نَفِعَتُهُ غُنُاءُ نُوْرَى lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. (Q.S. Al-A'laa [87]: 5)

## (غَدَنَ) Ghadara

Firman-Nya, قَلْمُلْفَادِرْمِيُّهُمْ أَحْدُدُا Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorangpun dari mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 47)

Keterangan

Lam nughaadir: Tidak kami tinggalkan.
Orang mengatakan; غَنْرَةُ وَاغْنَرَةُ, yang artinya, dia
meninggalkannya. Dari kata-kata itu pula muncul
kata al-ghadru, "tidak setia". الاحتاجة Kata ghadara,
"meninggalkan" berbicara tentang terkumpulnya
manusia di padang mahsyar kelak sebagaimana

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 99; Al-Ghaabir adalah al-baaqi (yang tertinggal). Oan minol-ghaabirin, maksudnya yang tinggal di rumah-rumah maka mereka termasuk orang-orang yang ditimpa petaka. Dan dikatakan: منابرين غايرين akin mereka yang tetap tinggal. Mu'jom Al-Wasiith, iuz 2 bab ahin hlm. 643.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 29.

<sup>3.</sup> Asy-Syaukani, Fothul Qodin, jilid 5 hlm 386.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 2. Shohih Al-Bukhari, jilld 3 hlm. 166.

<sup>3,</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 18 hlm. 21, lihat surat. Al-Mu'minuun. [23]: 41.

<sup>4.</sup> Shafwaotut-Tafoasiir, plid 3 hlm. 548.

Depag, Al-Qur'an don Terjemahnya, catatan kaki no. 1002 Nm.
 S30.

<sup>6.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 5 juz 15 hlm 155; *Fothul Qodiir* jikid 3 hlm 292

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

bunyi ayat di atas; dan ghadara berbicara juga tentang catatan amal buruk dalam suatu kitab catatan, seperti dinyatakan dengan nada terkejut oleh pemilik catatan amal keburukan, Kitab : مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَ أَخْصَاهَا apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 49) Yakni, semua dihitungnya, dicatatnya tanpa ada yang dibiarkan, ditinggalkan. Kata ghadara menunjukkan adanya ketelitian dan kejelian sehingga tidak terdapat satupun yang tertinggal. baik yang tidak terkumpul maupun yang tidak tercatat sekecil apapun. Makna senada dengan ayat di atas adalah bunyi ayat yang tertera di dalam surat Al-Zalzalah, وَمَن نَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّة شَوَّا يَوهُ , "dan barangsiapa mengerjakan amal buruk seberat zarrahpun maka (Allah) memperlihatkannya". (Q.S. At-Zalzalah: 8)

### (غَدَقا) Ghadaqan

Al-Ghidaaq (الغداق) ialah air yang metimpah ruah.<sup>II</sup> Firman-Nya, نَاءَ غَنَاهَا: Air yang segar. (Q.S. Al-Jin [72]: 16) Yakni, yang metimpah ruah, dan ia segara karena metimpah ruah; di antaranya dinyatakan: غَبِقَتْ عَيْنَهُ تُقْدَقَ (sumber air itu muncul dengan deras).

## (غَدُ) Ghadan

Al-Ghuduwwu (اَلْفَدُوهُ) adalah bentuk jamak dari ghadaatun (قَنْدَهُ) dan ghadwah (قَنْدَهُ) seperti halnya kata quniyyun (قَنْهُ) adalah kata bentuk jamak dari kata qanaatun (قَنْهُ), yaitu permulaan siang. المجاهد Maksudnya ialah saat/waktu yang terdapat antara salat fajar sampai terbitnya matahari.

Di sejumlah ayat kata ghadan, ghuduw kerap berpasangan dengan kata al-ashaal dan kata al-ghasyiy (sore hari), yang menunjukkan pengertian sepanjang hari, setiap hari selaras dengan perputaran waktu. Misalnya dzikir dan bertasbih mengingat Allah Swt., seperti dinyatakan, ناه المنافقة ودُونَ الْجَهْرِ مِنْ (Q.S. Al-A'raaf [7]:

فِي نِيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُوقَعَ وَنَذَكَرَ فِيها , Q.S. An-Nuur; 24: 36); Begitu juga berdakwah menyampaikan risalah Tuhan: الله المُعَدَّاةِ وَالْعَشِيَّةِ اللهُ الله (Q.S. Al-An'am [6]: 52)

Imam Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa ألْفُتُواهُ, dengan alif dan wawu, yang terambil dari الْفُتُواهُ menunjukkan pedoman adanya perputaran dari waktu ke waktu (qaa'idatul-azmaan) dan sekaligus menjadi permulaan (langkah awal) manusia melakukan usahanya. الله Sedangkan bentuk kata kerja (fiil) adalah المُقْتُونُ مِنْ فَعُنُونَ مِنْ Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 121)

Di samping pengertian kata ghadan yang hanya tertuju makna pagi hari. Namun di ayat lain terdapat kata ghadan dengan makna "satu hari secara utuh", bukan pagi saja, yakni besok. Seperti dinyatakan oleh ayat, غيا أيّها الله إِنْ الله خبيرٌ بِمَا قَدْمُنُ لِعَدِ وَاتّقُوا اللّه إِنْ اللّه خبيرٌ بِمَا تَحْمُلُونَ (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18)

Mengenai ayat tersebut, Abdullah Yusuf Ali di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa bertakwa, "taat kepada Allah" sama pengertiannya dengan mencintai, sebab artinya takut melanggar perintah dan larangan-Nya. Atau melakukan kesalahan yang akibatnya akan kehilangan rida-Nya. Itulah takwa yang secara tidak langsung mengandung arti "menahan diri", menjaga diri kita dari segala dosa.

Takwa dalam arti tidak hanya sekedar rasa dan perasaan, tapi perbuatan, sesuatu yang dikerjakan sebagai persiapan/bekal akhirat. Sedangkan kata *ghadin* pada ayat tersebut dihubungkan dengan kehidupan sekarang berarti "hari ini".

Pengulangan kata *takwa* berarti menunjukkan adanya penekanan (*lit-ta'kiid*). Yakni hendaklah kamu takut berbuat salah, dan hendaklah berbuat yang baik-baik saja. Sebab Allah memperhatikan niat hati dan perbuatan, dan dalam rencana-Nya segala sesuatu akan membawa akibat yang setimpal.<sup>21</sup>

Abdullah Yusuf Ali, Qur'an Terjemah dan Tafsirnya, catatan kaki no. 5394, 5395, 5395-A, hlm. 1427



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Mu'jom Mufrodat Alfaazhil Qur'on, him. 371; Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab ghin him. 646.

<sup>2</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 13 hlm. 80.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 154.

<sup>1.</sup> Az-Zarkasyi, Al-Burhan fi 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 410.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (غُدَاء) 'Ghadaa

فَلَمَا جَاوِزًا قَالَ لِمُتَاهُ ءَاتِنَا عَدَاءَنَا لَقِدَ لَقِينًا .Firman-Nya فَلَمَا جَاوِزًا قَالَ لِمُتَاهُ ءَاتِنَا عَدَاءَنَا لَقِدُ لَقِينًا .(Q.S. Al-Kahfi [18]: 62)

Keterangan

Al-Ghadaa' adalah makanan yang dimakan pada awal siang. المُحاطِة Al-Ghadaa' adalah makanan pagi hari (tha'aamul-ghduwwah). Jamaknya الْفَدِيةُ adalah الْفَدِيةُ (pagi hari), jamaknya غَنَا وَغُدُوّ Dan bentuk kata kerjanya adalah غَنَا وَغُدُوّ , yakni pergi di pagi hari. Atau juga berarti pergi (dzahaba wa inthalaqa), dikatakan: نَفْدَا عَنَى (pergilah dari kami, menjauhlah). المُعْدَا عَلَى المُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَيْكُمْ الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَيْعِلَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى الْمُعْدَا عَلَى

## (غُراتُ) Ghuraaban

Al-Ghuraab, "burung gagak", adalah jenis burung pemakan bangkai yang dapat dikelompokkan sebagai berikut; yang hitam warnanya (الأشتوالا), yang hitam-putih, belang (الأشتوالا), dan yang warnanya hijau tua (الأشتانالا), serta yang berwarna bekas ter (الأغتانا), "Kata ghuraab dinyatakan di dalam firman-Nya, شَبْعَتْ Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 31).

Arti selengkapnya: Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggaligali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya.... (al-ayat)

Bertitik tolak dari ayat tersebut bahwa burung gagak (*Ghuraab*) adalah salah satu hewan yang mengajari manusia, yakni Qabil ketika membunuh Habil, yakni cara mengubur mayat Habil, dan inilah yang pertama kali dilakukan oleh manusia dalam mengubur.

# (الْغُرُوبِ) Al-Ghurub

Dikatakan: بَرْنَتِ الشَّمْسُ غُرُوبً, yakni bersembunyi di tempat terbenamnya. Dan al-maghrib adalah tempat terbenamnya matahari, dan baladul-maghriib adalah negara-negara yang terletak di utara benua Afrika sebelah barat Mesir, dan negara tersebut adalah Libya, Tunisia, negara Aljazair dan Maroko.

Arah timur dan barat dinyatakan dengan firman-Nya, غَبِن نَشَرِقِ وَ نَكْرِب (Q.S. Al-Baqarah [2]: 176); dan Tuhan sebagai Penguasa timur dan barat dinyatakan dengan firman-Nya, رَبُ النَّشرِقِ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 28) (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 40)

## (اَلْغَرْبِيُّ) Al-Gharbiy

Firman-Nỹa, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبَ الْفَرْنِ Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi yang sebelah barat. (Q.S. Al-Qashash [28]: 44)

Keterangan

Al-Gharbiy: gunung di sebelah barat yang di situ terdapat miqat, dan Allah memberikan lempengan-lempengan Taurat kepada Musa. Maksudnya, di sebelah barat lembah "Thuwa". Dan al-gharbiy dimaksudkan dengan posisi di samping baik kanan atau kiri, tidak menunjukkan kepada waktu sebagaimana kata al-ghurub dan maghrib.

## (غَرَابِيبُ) Gharabiib

Firman-Nya, غَرَابِيبَ سُودٌ: Hitam pekat. (Q.S. Faathir [35]: 27)

Keterangan

Al-Gharaabib adalah kata jamak dari ghirbiib (غزيبَث), "hitam pekat". Yakni istilah tentang warna yang sangat; warna lainnya diantaranya abyadhul baqiiq (أَبْيَضَ الْبَقِيقِي), berarti "putih cemerlang", dan asfaral faaqi' (النَّفَاوَا لَغَافِيهِ) berarti "kuning kemilau", dan ahmaru qaanim berarti "kuning kemilau", dan ahmaru qaanim (اخترُ قَانِهِ)), berarti "merah membara". Amrul Qais berkata dalam menyifati kudanya:

اَلْغَيْنُ طَامِحَةٌ وَأَلْيَدُ سَابِحَةٌ

وَالْرَجُّلُ لِأَفِحَةٌ وَالْوَجُهُ غِرْبِيْبٌ

"Matanya menatap liar, kaki depannya menerjang-nerjang, kaki belakangnya menghentak-hentak dan wajahnya hitam pekat".<sup>3</sup>]

Dan kebanyakan kata *gharbiib* dipakai sebagai penguat (*ta'kiid*), misalnya أَسُودٌ عَرْبَيْبُ, yakni hitam pekat, dan jamaknya الْهُ.غَرَائِيْبُ

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, plid 5 juz 15 hlm. 175.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab ghin hlm. 646.

<sup>3.</sup> Ibid, juz 2 bab ghin hlm. 647.

<sup>4.</sup> Ibid, juz 2 bab ghin hlm. 647-648.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 7 juz 20 hlm. 64

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1126 hlm.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit , jilid 8 juz 22 hlm. 125; Lihat, Fothul Qodiir, jilid 4 hlm. 348.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab ghin hlm, 647.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Firman-Nya, وَغَرْتُكُمُ الْأَمْانِيُ حَلَى جَاء أَمْنِ اللهِ وَغَرْكُم الْمُانِيُّ حَلَى جَاء أَمْنِ اللهِ وَغَرْكَم serta dítipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 14)

Keterangan

السمس Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-Gharur (huruf ghin difathahkan), ialah "setan". أَخُونُكُم يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زَحْنَعُ عَنِ النَّارِوَالْحَبُلُ الْجَنْةُ فَقَدْ فَازْوَمَا الْغَيَاةُ أَنْفُورِا الْغَيَاةُ فَقَدْ فَازْوَمَا الْغَيَاةُ أَنْفُورِا الْفَيَاءُ الْمُرْوِرِ الْقِيَامَةُ فَقَدْ فَازْوَمَا الْغَيَاةُ الْمُرْوِرِ الْقِيَامَةُ فَقَدْ فَازْوَمَا الْغَيَاةُ الْمُرُورِ الْقِيَامَةُ فَقَدْ فَازْوَمَا الْغَيَاةُ الْمُرْوِرِ الْقِيَامَةُ فَقَدْ فَازْوَمَا الْغَيَاةُ الْمُرْوِرِ الْفَيَامِيَّ وَمَنْ زَحْرَعُ عِنَ النَّارِوَالْمَاعِيْنَ الْمُعَالِّمُ مَنْ أَعْرَافِهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَنْ أَخْرَعُ عِنَ النَّارِوَالْمَانِيَّةُ الْمُورِ الْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ وَالْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِع

Kata ghurur secara umum adalah tipu daya mencakup dunia dan ibadah. Di antaranya: فَلاَتَفْرِتُكُمْ اللّهِ الْفَرْورُ Maka janganlah sekalikali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaatí) Allah. (Q.S. Luqman [31]: 33)

Al-Ghuruur ialah terhiasnya kebatilan. sehingga orang menyangka bahwa kebatilan itu adalah benar.4) Dan kata ghurur bersumber dari setan dari kalangan jin maupun manusia. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat, إِذَا يَعَدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَ yang ditunjukkan oleh ayat, غيرة: Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. (Q.S. Al-Israa' [17]: 64); dan ghurur dari manusia dinyatakan, لَا يَعْرَثُكَ تَمْلُبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ Janganlah kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir di dalam negeri. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 196) maksudnya, "jangan tertipu dengan godaan yang menjeratnya". Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa, engkau katakan: Gharraniy zaahiratun (غَرَف زَاهِزاً), "aku sambut ia tanpa menyadari رَدُدُهُا) pengujiannya". Dan radadtuhu 'ala ghirrihi yang apabila kain tersebut dibeberkan على غزة kemudian dilipat kembali seperti semula. 51

Yakni, ungkapan tentang orang-orang yang masuk suatu perangkap dan susuh payah keluar dari perangkapnya.

Di antara bentuk *ghurur* setan yang tertera di sejumlah ayat adalah:

Ghurur berkenaan dengan sifat durhaka, misalnya, نَا غَرَكَ بِرَيْكَ الْكُرِيَّمِ. Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. (Q.S. Al-Infithaar [82]: 6)

- Ghurur berkenaan dengan persoalan agama, misalnya, عَرْمَهُ فِي بِنِيمٍ : Mereka diperdaya dalam agama mereka. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 24)
- Ghurur berkenaan dengan tipu daya setan, misalnya, نومًا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَ غُرُورًا Setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya belaka. (Q.S. An-Nisa' [4]: 120)
- 3) Ghurur berkenaan dengan ucapan yang indah, misalnya, اَخْوَفُ الْفَوْلِ غُرُورًا perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu(manusia). (Q.S. Al-An'am [6]: 112) Maksudnya, setansetan jenis jin dan manusia berdaya upaya menipu manusia agar tidak beriman kepada Nabi. [1]

# (ٱلْفُرَفَاتُ) Al-Ghurafaatu

Al-Ghurafaatu: Tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Kata ghurafaat terdapat di dalam bunyi ayat, وَمَمْ فِي الغُرْفَاتِ ءَامِنُون Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga). (Q.S. Saba' [34]: 37)

# (غُرُفَةُ) Ghurfah

Firman-Nya, وَمَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلاَ مَنِ اعْتَرَفَ Dan barangsiapa tidak meminumnya, kecuati menceduk dengan seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 249)

Keterangan

Al-Gurfu: mengambil air dengan menggunakan telapak tangan, ataupun lainnya.<sup>21</sup> Sedang, al-ghurfah dalam ayat tersebut menunjukkan isi yang ada pada kedua telapak tangan,ataupun lainnya.<sup>31</sup>

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 27 film. 171

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 151.

<sup>3.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., Fathul Qadiir jilid 4 him 339.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 68.

<sup>5.</sup> Al-Maraght, Op. Cit., jilid 2 juz 4 hlm. 160

<sup>1.</sup> Ibid, catatan kaki no, 499 hlm. 206

Ibid, plid 1 juz 2 hlm. 220.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 220



## (غَرْقاً) Ghargan

Firman-Nya, وَالنَّارِعَاتِ غَرَقًا: Demi (malaikatmalaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras. (Q.S. An-Naazi'at [79]: 1)

Keterangan

Dikatakan: عَرِقَ فِي الله, yakni air telah mengalahkannya lalu mencelakakannya dengan perlahan (tenggelam). غَرُقُ وَعَاٰرِقٌ وَعَاٰرِقٌ وَعَاٰرِقٌ وَمَرْنِقٌ. Dan dikatakan: مَرْقَ الدُيْنَ أَوْ النَّبَاوَى . Dan dikatakan: عَرْقَ الدُيْنَ أَوْ النَّبَاوَى بَهُ yakni tenggelam dalam utang piutang atau tak terelakkan. Seperti pada firman-Nya, وَأَغُرِفُنَا Dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 50) (Q.S. Al-Anfal [8]: 55)

Sedang wan-naazi'aati gharqan, maka gharqaaa maksudnya, keras dalam mencabutnya. Yakni, mencabutnya mulai dari ujung jasad dari ujung-ujung jarinya (anaamil) dan kuku-kukunya (azhaafir).<sup>2]</sup>

### (غُرَامًا) Gharaaman

Firman-Nya, بِنُ عَمَاتِهِا كَانَ غَرَاها Sesungguhnya azab (Jahannam) itu kebinasaan yang kekal. (Q.S. Al-Furqan [25]: 65)

Keterangan

Gharaaman dalam ayat tersebut maknanya kebinasaan yang pasti (halakan). 31 Al-A'sya mengatakan:

إِنْ يُعَاقِبُ يَكُنْ غَرَامًا وَإِنْ يُعَطَّ جَرَبُلاً فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي Jika disiksa maka dia pasti binasa, tapi jika diberi nikmat yang banyak maka dia tidak peduli.<sup>4</sup>

Azab kebinasaan pada ayat di atas bukan mati (al-maut), lantaran azab akhirat sifatnya tidak hidup dan tidak mati. Kebinasaan maksudnya kesengsaraan yang tiada ujungnya, terus menerus, tiada henti siksaan menderanya. Baca Ghawaasy, An-Naar.

Begitu juga bunyi ayat, إِنَّا لَقُوْمُونَ Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 66) Dikatakan, غَرِمْ كَنَّا غُرْمًا رَمْ كَنَّا غُرْمًا (si fulan mengalami kerugian). Mughramuun maksudnya orang yang diazab dan dibinasakan. <sup>51</sup>

## (اَلْغَلرِمِیْنَ) Al-Gharimiin

Al-Gharimiin ialah orang-orang yang berutang. (Q.S. At-Taubah [9]: 61), maksudnya orang yang mempunyai utang harta dan tidak sanggup membayarnya. الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## (غَرَى) Gharaa

Firman-Nya, وَالْيَعْضِاءَ إِلَى Firman-Nya, وَالْيَعْضِاءَ إِلَى Kami timbulkan di antara mereka :يَوْمِ الْقِيَامَةِ permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 15)

Keterangan

Dikatakan: اغْرَى يَنْ الْفَوْم , yakni membuat kerusakan (mencerai-beraikan). Dan اَفْرَى الْإِنْسَانُ, yakni mengajaknya untuk merusak. Dan وَغَيْرَهُ بِاللّهُ مِي الْمُلَاثِينَ الْمُنْالِةُ بِاللّهُ بِاللّهُ , yang berarti mengadakan (permusuhan). <sup>4</sup> Al-Ighraa', menurut arti asalnya ialah "menggalakkan". Seperti perkataan, الشَّيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ بِاللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ الللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ اللَّشِيْنِ الللَّشِيْنِ الللَّشِيْنِ الللَّشِيْنِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهُ اللهِ الللَّهُ اللهِ الللَّهُ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

# (غَزَلُ) Ghazala

Firman-Nya, نَقَضَتُ غَزَتُهَا مِنْ بَعْدِ فَوْةِ أَنْكَاكُا (Perempuan) yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. (Q.S. An-Nahl [16]: 92)

#### Keterangan

Al-Ghazlu ialah apa yang dipintal, seperti bulu domba dan sebagainya. أَوْلَكُ Dikatakan: عَزَل الصَّوْفُ أَوِ الْقَطَنُ وَتُعُوْمُنا عَزُلاً benang dengan alat jelujur (memintal). أ

# (غُرًا) Ghuzzan

Fîrman-Nya, اَوْ كَانُوا خُرُّا: Atau mereka berperang. (Q.S. Alî 'Imraan [3]: 156)

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 650.

<sup>2.</sup> Az-Zəmakhsyari, Al-Kasysyoof, juz 4 hlm 212.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 173.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., pilid 7 juz 19 hlm. 35.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 144.

<sup>1.</sup> *tbid*, µlid 4 juz 10 hlm. 140.

<sup>2.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 5 hlm 157.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 27 hlm. 33.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 650.

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 2 juz 5 film. 72.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 129.

<sup>7.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 652.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan: الْجَيْنِن الْجَيْنِيْنِ, "mengirim (pasukan) untuk melakukan penyerbuan"; dan الْخَازِيَّ jamaknya غُرَّةُ, artinya prajurit. "*Ghazza* juga berarti mengistimewakan, dikatakan: غَرُّهُلانٌ بِمُلانٍ مِغْزِدَةً غَرُهُلانٌ بِالْفُوْالِةِ وَ, yakni mengkhususkan dari antara para saĥabatnya. Dan غَرُّهُلانٌ بِالْفُوْلِةِ وَالْجِيْرَانِ غُرُهُلانٌ بِالْفُوْالِةِ وَ berarti berbuat baik kepada mereka. <sup>21</sup>

## (غَاسقٌ) Ghaasigun

Firman-Nya, وَمِنْ شَرْعَاسِقِ إِذَا وَقَبَ Dan đari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, (Q.S. Al-Falaq [113]: 3)

### Keterangan

Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa al-Ghaasiqu adalah al-lailu idza isytaddat zhulaa-muhu, yakni, "malam apabila telah gelap gulita", dan dikatakan: مُسْنَفْتِ الْخَيْلُ , yakni mata yang dipenuhi dengan air mata. Dan مُسْنَفْتِ الْخَيْرَاحَةُ yakni badan yang dipenuhi dengan darah, luka. <sup>3</sup> Yakni, malam telah terselimuti kegelapan dan rata. Seperti firman-Nya, إِنَّى غَسْنَقَ اللَّهِيْلِ . Sampai kegelapan malam. (Q.S. Al-Isra' [17]: 78)

## (غَسَّاقٌ) Ghassaaqun

Firman-Nya, هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ خَبِيمٌ وَغَشَاقٌ Inîlah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. (Q.S. Shaad [38]: 57)

#### Keterangan

الَّفْسَقُ adalah sesuatu yang sangat dingin lagi busuk, berupa nanah penghuni neraka. Orang berkata, غَسَفْتِ الْعَنِيُّ: Mata air itu mengalir jernih. المُعَنِّفُ Begitu juga yang tertera dalam firman-Nya, الإمانية selain air yang mendidih dan nanah, (Q.S. An-Naba' [78]: 25) Maka, Ghassaaqaa ialah nanah, lendir dan keringat yang mengucur terus dan tubuh mereka. أ

# (مُغْتَسِنُ Mughtasilun (غَسِنَلُ Ghasala (غُسِنَلُ)

Firman-Nya, مُنْا مُغَنَّصَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. (Q.S. Shaad [38]: 42)

#### Keterangan

Ghasala adalah menghilangkan kotoran darinya dan membersihkannya dengan air. Dan mughtasilun adalah makaanul ightisaal (tempat pemandian). <sup>1)</sup>

Sedang مُعُتَمَنْ, dalam ayat tersebut ialah air yang dapat dipergunakan untuk mandi dan minum.<sup>21</sup>

Sedang firman-Nya, فَاغْسِلُوا وَجُوْمَكُمْ Maka basuhlah mukamu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 7) adalah perintah secara khusus tentang tata cara (kaifiyah) berwudhu. Baca Wadhu-a.

## (غشلين) Ghisliin

Firman-Nya, وَلَا طَعَامُ إِلاَ مِنْ عَسْلِينٍ; dan tiada pula makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari nanah dan darah. Q.S. Al-<u>H</u>aqqah [69]: 36)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ghistiin, adalah darah, air nanah yang mengalir dari daging penghuni neraka. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas. الله المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المس

# (غَشْيَ) Ghasyiya

Firman-Nya, نَعَاسَا يَغَشَى طَائِفَةُ مِنْكُمُ Kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 154)

#### Keterangan

Dikatakan bahwa أَلَّهُ adalah al-ghithaa' (الْفِطَاءُ) artinya "tutupan". Dan أَشْهَا تَقْضِيْتُ الشَّهَا تَقْضِيةً (عَلَيْهُ) apabila menutupinya. Dan, عَشِيْتُ عَلى بَصْرِهِ وَ قَلْبِهِ , menutup) عُشْرُو وَعْشُاوَةً وَغُشُوَةً وَغِشُوَةً وَغُشُاوَةً وَغُشُاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُشَاوَةً وَغُسُونًا وَعُشَاوَةً وَغُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُونًا وَعُسُلُونًا وَعُسُونًا وَعُسُلُونًا وَعُسُلُونًا وَعُسُلُونًا وَعُسُلُونًا وَعُسُلُونًا

<sup>1.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 1005.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 651.

Lihat, Al-Kasysyoof, juz 4 hlm. 300; dan inilah arti menurut asalnya, lhat Tofsir Abu Su'ud, juz 5 hlm. 593; lihat juga Tofsir Al-Moroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 266.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 23 hlm. 131; lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 221.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 10.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 652.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 8 juz 23 hlm. 123-124.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 58; Mu'yam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 652; Al-Ghisliin wazar فينين dari al-ghusl. Lihat, Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 154. 4. Ibnu Manzhur, Lisaanul 'Araab, jilid 11 hlm. 494, 495 maddah غين ا



berarti yang mengurungnya, yang melingkupinya (qamiishuhu). Dan al-ghisyaawah adalah cap yang menutup hati. Sebagian mereka mengatakan bahwa al-ghisyaawah adalah lilitan yang menutupi hati sehingga menembus ke rongga hati dengannya hati menjadi mati. Sedang al-ghaasyiyah adalah al-qiyaamah (hari Kiamat), karena pada saat itu tertutup makhluk karena keterkejutannya.<sup>13</sup>

Kata ghasyiya, dimuat di beberapa tempat, yang menunjukkan arti "menutupi", "meliputi", yang memberitakan tentang beberapa hal, di antaranya:

- 1) Firman-Nya, يَوْمَ يَأَتِي السَّعَاءَ بِدُهَايَ مُبِيَنِ hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 10-11)
- Keadaan sidratul muntaha, misalnya: إِذْ يَقَدُمْنَ
   السَيْدُوة مَا يَقَدُمْنَ
   (Muhammad melihat Jibril) ketika
   Sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang diliputinya. (Q.S. An-Najm [53]: 16)
- 3) Keadaan muka atau wajah para penghuni neraka, misalnya, وَنَفْتُنَى وُجُوفَهُمُ النَّارَ dan muka mereka ditutup oleh api neraka. (Q.S. ibrahim [14]: 50). Begitu juga firman-Nya, نَهُمْ مِنْ خَيْتُم Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 40)

Maka Ghawaasy dalam ayat tersebut adalah, mereka terkepung dalam api neraka.<sup>21</sup>

- 4) Gambaran orang-orang yang sombong, misalnya, واشتقشوا فيانهم dan mereka menutupkan bajunya (ke mukanya). (Q.S. Nuh [71]: 7)
- 5) Ghasyiyah dengan pengertian mengurung, misalnya tentang turunnya siksa, غاهيَةُ مِنْ عَدْابِ شاد: Siksa Allah yang meliputi mereka. (Q.S. Yusuf [12]: 107)

Maka, Al-ghaasyiyah dalam ayat tersebut maksudnya, siksaan yang meliputi dan mengurung mereka.<sup>3</sup>!

6) Taghasysyaaha, yang tertera di dalam firman-Nya, فَلْمُنَا تُغَشَّاهَا خَمْلُكُ خَمْلًا خَفَيْفًا فَمُرَتْ بِهِ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 189) ia mendatangi istrinya seolah menutupinya. Maksud "menutupi" di sini ialah mencampurinya, yakni menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yang menurut tuntutan naluri manusia atau kesopanan agama, agar hal itu dilakukan secara rahasia. الما Yaghsyaaha, yang tertera di dalam firman-Nya, وَالنَّقِ إِذَا يَعْشَاهَا (Q.S. Asy-Syams [91]: 4) maksudnya ialah hilang cahayanya karena tertutup malam. 2)

- 7) Firman-Nya, النَّبَةِ مَا Aka Fir aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. (Q.S. Thaaha [20]: 78) Maka, Fa-ghaasyiyahum minal-yammi maa ghasyiyaahum maksudnya ialah mereka ditutup oleh laut seperti mereka diliputi oleh perkara menakutkan yang hakekatnya hanya diketahui oleh Allah. 3
- 8) Firman-Nya, وَإِنْ كُلْمَا دَعَوْهُمْ بِتَغْفَرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعُهُمْ وَأَصَرُوا (Q.S. Nuh [71]: 7) Istaghsyau tsiyaabahum: mereka menutup mata mereka dengan pakaian agar tidak melihatku, karena mereka tidak suka melihatku. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Isytaghsyau tsiyaabahum, maksudnya menutup kepala mereka dengan baju agar yang diucapkan tidak terdengar.

Adapun غِشَاوَةٌ berarti tutupan. Seperti pada firman-Nya, وَعَلَى ابْصَاْرِهِمْ عِضَاوَةٌ dan penglihatan mereka ditutup. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 7)

Maksudnya, mereka tidak dapat memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka dengar dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi dan pada diri mereka sendiri.<sup>6</sup>!

# (غُصِبًا) Ghashban

Firman-Nya, بَلِكُ يَأْخَذُ كُن سَبِينَةٍ غَصَبَا Raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 79)

Keterangan

غَصَب الشَّيِّةِ ، Di dalam *Mu'jam* dinyatakan, غَصَب الشَّيِّةِ ، غَصَب yakni mengambilnya dengan jalan paksa

غري ا 1. *Ibid,* jilid **15** hlm. 126 maddah غري ا

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 542 hlm. 227,

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 5 juz 13 hlm. 48.

<sup>1.</sup> Ibid, µlid 3 juz 9 hlm. 137-138.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 182.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 134.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 81.

<sup>5.</sup> Ringkasan Tafsır İbnu Katsır, jilid 4 hlm. 819.

<sup>6.</sup> Ibid, catatan kaki no. 21 hlm. 9.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dan sewenang-wenang. Dikatakan: غَصِبَ فَلانًا عَلَى, yakni memaksanya (qaharahu). Dan isim fa'il (pelakunya)nya adalah غَاصِبٌ, dan jamaknya الْمُعَاتُ

# (غُصِّةٌ) Ghush-shatun

Firman-Nya, طُحَاماً ذَى غُصَةٍ: makanan Yang menyumbat di kerongkongan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 13)

#### Keterangan

Dzaa Ghushshah: Tidak berjalan dalam tenggorokan, tidak masuk dan tidak keluar.<sup>2</sup>J Dan ghushshah sendiri adalah asy-syajaa fil halqi (berjalan di tenggorokan). Dan jamaknya غَصَمَتْ

## (غُطَبُبُ) Ghadhabun

Firman-Nya, شَيْنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّمَ Kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 153)

#### Keterangan

Al-Ghadhab: kemurkaan, yang dimaksud di sini adalah suruhan untuk membunuh diri. الأطنت عثيثة yakni, marah kepadanya dan menuntut untuk balas dendam. وَعَضِينَ وَغَضِينَانُ وَمِي غَضِينَ dan jamak untuk mudzakkar عضية, sedang untuk mu'annas عضية.

Firman-Nya, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهْتِ مُعَاصِبًا فَطَنَّ أَنْ لَنَ Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap... (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 87) Maka, Mughaadhiban maksudnya ialah marah kepada kaumnya karena mereka telah melampaui batas dalam penentangan dan kesombongan. 6)

Setidaknya kata *ghadhab* penggunaannya dalam Al-Qur'an ada dua, yakni: *pertama*, Ghodab dari Allah Swt. Misalnya, وَغَضِبَ عِلَيْهِ Orang yang dimurkai-Nya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 60), dan firman-Nya, رَجْسُ وَغَضَبُ Azab dan kemarahan (Tuhanmu). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 71)

Dan *kedua*, *Ghadhab* yang muncul dari manusia, misalnya, الْأَلْوَاحَ الْأَلْوَاحَ الْكُلُواحَ عَنْ مُوسَى الْفُصِّبُ أَخَدُ sesudah amarah Musa menjadi reda. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 154) yakni kemarahan Musa kepada Samiri, pencipta tata cara ibadah dengan menyembah pedet emas.

## (غُضُّ) Ghadh-dha

Firman-Nya, الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَشُولِ اللَّهِ Orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah. (Q.S. Al-<u>H</u>ujuraat [49]: 3)

#### Keterangan

Waghdhudh min shautika maksudnya kurangilah suaranya dan jangan meninggikannya (mengeraskannya). Karena mengeraskannya banyak menggangu pendengar. الاستام mengeraskan suara diserupakan dengan suara khimar. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, الفَضَوَنَ مِنْ صَوْلَاءُ للسلامة للسلامة (Q.S. Luqman [31]: 19)

Sedang firman-Nya, يَفْضُوامِنْ أَبْصَارِهِمْ . Hendaklah mereka menahan pandangannya. (Q.S. An-Nuur [24]: 30)

Maka, ghadhdhal bashar adalah memelototkan matanya dengan menikmati apa yang dilihatnya. اَعْضَاتُ الْنَرْأَةُ – غَضَاصًا و غُمْرُوضَةً yakni tipis kulitnya dan tampak darahnya (yakni, perempuan sebagai pusat perhatian karena mulus kulitnya). 31

# (غَطَشَ) Ghathasya

Firman-Nya, وَاغَطَشَ لَيْلَهَا: dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 29)

#### Keterangan

Al-Ghatsyu ialah Azh-Zhulmah (kegelapan). Aghthasa lailahaa: menggelapkan malam hari. أَفْكُنُ غَطْنُ pakni, di antaranya dikatakan: فَنْكُ غَطْنُ, yakni, tidak mendapatkan petunjuk di dalamnya. Dengan makna seperti ini maka at-taghaathusy berarti at-ta'aamay (kebutaan). 5)

# (غِطَاءٌ) Ghithaa-un

Firman-Nya, عَنْهُمْ فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي Mata mereka dalam keadaan tertutup dari memperhatikan

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 653-654.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., pilid 10 juz 29 him. 114.

<sup>3.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 5 hlm 318; Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bib ghin hlm. 654.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 9 film. 74.

<sup>5</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin him, 654.

<sup>6.</sup> Al-Maraghi, Op. Crt., jilid 6 juz 17 hlm. 63

<sup>1.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jrlid 4 hlm 239.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 4 blm. 22

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 654.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 30.

<sup>5.</sup> Asy-Syaukani, Op. Grt., jihd 5 film 378.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tanda-tanda kebesaran-Ku. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 102)

Keterangan

Al-Ghithaa' adalah sesuatu yang dipakai untuk penutup atau jenis lainnya. Dan غَطْ اللّٰيٰ غُطُونَ الْغُطُونَ وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَغُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطِينًا عُطَونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطِينًا عُطِينًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطُونًا وَعُطِينًا عُلَيْكُ اللّٰ إِلَيْهِ اللّٰعُونُ اللّٰ إِلَيْكُمُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعِينَا لِهُ عُلِينًا لِمُعْمِلُونًا وَعُلْمُ اللّٰعُمُ اللّٰعُ اللّٰعِلَانِهُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُونَا لِهُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُونَا اللّٰعُونَا لِهُ اللّٰعُلِقُونًا لِهُ اللّٰعُونُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّهِ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعِلَانِهُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعِلَى اللّٰعُ اللّٰعِلَانِهُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُلِيْعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُلِيلُونُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ اللّٰعُ

Firman-Nya, ثَفَكَشَفْنَا عَنْكَ فِطَاءَكُ فَيْصَرُكَ الْيَوْمَ خَدِيدٌ Maka Kami singkapkan dari padamu tutup (yang menutupi) matamu, lalu penglihatanmu pada hari amat tajam. (Q.S. Qaaf [50]: 22)

### (غَفَرَ) Ghafara

Firman-Nya, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهُ عَرْضَهَا Pan bersegeralah kamu الشَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أَعِدُتُ للْمُنْفِينَ kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 133)

Keterangan

Maghfirah dalam ayat tersebut mempunyai beberapa pengertian, antara lain: 1) Maghfirah adalah sumber akhlak mulia, di antaranya ialah menahan amarah (al-kazhiminal ghaizh), memaafkan kesalahan orang lain (al-'aafina anin ngas) dan bertaubat dari segala dosa dan kesalahan. Itu semua merupakan sumber keutamaan yang tidak dapat dimasuki batasannya, 2) Didahulukan maghfirah dengan surga (aljannah) karena sesuatu yang pahit didahulukan dari sesuatu yang manis. Maka seseorang tidak berhak masuk surga sebelum suci dan bersih dari dosa dan kesalahan, 3) Pengkhususan al-'aradhu dengan menyebutkan dengan arti mubalaghah (arti sangat) tentang sifat surga dengan luas dan hamparannya. Maka jika disebutkan luasnya, bagaimana keadaan panjangnya? Ibnu 'Abbas mengatakan: "Luasnya seperti tujuh langit dan tujuh bumi andaikata antara satu dengan lainnya disambung".2)

1 Ibnu Manzhur,  ${\it Op. Crt.}$ , plid 15 hlm. 130 moddoh (  ${\it E}_{\frac{1}{2}}$ 

Sedangkan Ghaffaarun ialah salah satu asma Allah yang berarti banyak mengampuni dan menghapus dosa. المنافذة المنافذة ألم المقدى (Q.S. Thaaha [20]: 82)

Dan di antara hak Allah kepada hamba-Nya ialah mengampuni, seperti firman-Nya, وَمَنْ يَغْفِر التُّنُوبَ إِلَّا اللهُ التُّنُوبَ إِلاَّا اللهُ: dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 135) Yakni, hanya Allah-lah yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa para hambanya, bukan selain-Nya.

Firman-Nya, إِنْ اللَّهُ لَا يَعْفِرْ أَنْ يُشْرِك بِهِ: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. (Q.S. An-Nisa' [4]: 48)

Adapun غَفَوْرُ طَيْمٌ adalah sifat ganda, yakni Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sejumlah ayat yang memuat dua kata ini, sebagai berkut:

- Tentang hukum perkawinan, misalnya: Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 235)
- 2) Tentang sumpah dengan sengaja, seperti firman-Nya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 225)

Sedangkan غَفُورًا رَجِيْماً: Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sejumlah ayat yang memuat dua kata ini, sebagai berikut:

Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 16 hlm. 134.



Uhat, Ash-Shabuni, Shofwootut-Tofoosiir, jilid I hlm. 234: Dan dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Hiraqlus pernah pernah menulis surat kepada Nabi Muhammad saw., yang berbunyi. "Sesunggunnya anda, Muhammad men<sub>kela</sub>akku ke surga yang luasnya antara langit dan bumi, lalu di manakah neraka? Nabi saw. menjawab: "Di manakah malam bila datang siang?" (H.R. Ahmad)

Selanjutnya, batwa Allah Ta'alo memerintah akhirat sebagaimana yang banyak termuat dalam dengan menyegerakan firman-Nya, wo soori'u ilal maghfirah, wa soobigu ilal maghfirah, fos tobiqui khairat, fos'au ila dzikrillah, dan wa fi dzalika fal-yatafasil mutanafisun. Sedangkan-

<sup>≃</sup> amalan dunia diperintah dengan cara tenang, lemah lembut: fa amsyu fi mangkibiha, wa akharuna yadhribuna fil ardhi.

Demikianlah maksud Allah menghadirkan uslub-uslub antara amalah dunia dan amalan akhirat dengan redaksi yang berbeda. *Ibid*; untuk riwayat Ahmad, silahkan pembaca periksa ulang kesahihannya dan kedha'ifannya

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- Tentang selalu memohon ampun dari kejahatan yang dilakukannya, seperti firman-Nya: Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada-Nya, niscya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' [4]: 111)
- 2) Tentang orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan mengharap rahmat-Nya, seperti firman-Nya, Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 218)
- 3) Kaum Nabi Nuh yang ikut bersamanya di dalam kapal, seperti firman-Nya, Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya". Sesungguhnya Tuhanku benarbenar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Huud [11]: 41)
- 4) Tentang kehendak Allah untuk meninggikan derajat seseorang, seperti firman-Nya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasapenguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apayang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-An'am [6]: 165)

Sedangkan عَفُوْرٌ شَكُوْرٌ Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Sejumlah ayat yang memuat dua kata ini, sebagai berukut:

1) Tentang mempraktekkan apa yang dibaca dari kitabullah, seperti firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah

- Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (Q.S. Fathir [35]: 29-30)
- 2) Tentang juru dakwah yang tidak mengharapkan upah selain dari Allah, seperti firman-Nya, Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dan kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kepadanya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 23)

Dan اَلْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ialah Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. (Q.S. Al-Buruuj [85]: 14)

Adapun firman-Nya, بَيَغْفِرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقْدُمْ مِنْ Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. (Q.S. Al-Fath [48]: 2), berasal dari ghafara yang artinya musytarak (mempunyai arti ganda), yakni: 1) ghafara berarti memaafkan, dan 2) ghafara berarti menutupi.

Jadi, pengertiannya adalah, bahwa Allah selalu menutup kesempatan untuk berdosa terhadap Nabi Muhammad, apabila Rasulullah saw akan melangkah ke arah kesalahan, maka Allah segera menegur atau membimbingnya. Pernah beliau menghiraukan Ummi Maktum yang buta mata, seketika itu juga Allah menegurnya, sebagaimana yang tercantum di awal surat 'Abasa."

Al-Ghafuur ialah Yang Memberi ampunan dan Yang Menghapus dosa hamba-hamba-Nya dengan keluasan ampunan-Nya.<sup>2</sup>] Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, وَمُوْ الْفَوْدُو لَوْدُودُ Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, (Q.S. Al-Buruuj [85]: 14)

Adapun نَلُسْتَغَفِرِيْن: Orang-orang yang meminta ampun. Adalah isim fa'il dari istaghfara, maka dikatakan: اِسْتَغْفَرْتِاللهُ ذَنْبُهُ, وَمِنْ فَنْبِهِ

<sup>1.</sup> Uhat, Mashud. S.M., Catatan Dialog Santri Pendeta, Pengantar: H. Abdullah Wasfan, Pustaka Osī, Surabaya him. 151; di dalam Mu'jam dinyatakan: مترةو علنا متعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله المتعالله ا

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 10 juz 30 hlm. 104.



وَيَتَنْبِهِ, yakni mencari pengampunan dari-Nya agar mengampuninya. المَّنْتَغُفِرِينَ, Seperti firman-Nya, وَالْمُسْتَغُفِرِينَ عَالْاً Dan yang memohon ampun di waktu sahur. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 17)

## (غُفُلُ) Ghafala

Firman-Nya, هُمْ عَنِ الْأَجْرَةِ هُمْ غَافِلُونَ: Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. (Q.S. Ar-Ruum; 30: 7)

Keterangan

Al-Ghuflu adalah sesuatu yang kosong, dan الأرض الغفل , ialah tanah yang tidak ada tanda-tanda di sana. Sedangkan الْكِتَابُ الْغَفْلُ adalah tulisan yang tidak ada syakalnya. Misalnya orang yang lalai mengingat Allah berarti lalai mengingat dan kosong dari zikir. Yakni, ketiadaannya (zikir, ingat) sama sekali.<sup>2</sup>

Sedangkan Ghafilin yang tertera pada ayat tersebut maknanya 'orang yang tidak mengharapkan kebaikannya dan tidak takut keburukannya'. Dan dikatakan: عَوْنِهُ وَعَفَلَهُ Yakni, terlena dan tidak ada kehatihatian. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa maksud ayat; sedangkan mereka lalai terhadap kehidupan akhirat, yakni di mana jiwa ini akan hidup kembali sesudah mati dan bahwa jiwa itu tidak akan memakai pakaian yang lain dalam kehidupan yang membedakan dengan kehidupan dunia. Makna ayat di atas sesuai dengan ungkapan syair:

وَمِنَ الْبَلِيَّةِ أَنْ ثَرَى لَكَ صَاحِبًا فَي صُوْرَةِ الْرَجْلِ الْسَمِيْعِ الْمُبْصِرِ فَطِنٌّ بِكُلِّ مُصِيْبَةٍ فِي مَالِهِ وَ إِذَا يُصَابُ بِدِيْنِهِ لَيْ مَشْعِرُ

"Merupakan suatu bencana, bila kamu punya teman dalam bentuk seseorang yang patuh lagi taat, ia begitu tanggap terhadap setiap musibah yang menimpa hartanya, akan tetapi bila agamanya ditimpa musibah, ia tidak merasakannya".4)

Firman-Nya, وَمَا اللَّهُ بِقَافِلٍ عَمَّا تُعْمَلُونَ. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 85)

Ayat tersebut berkenaan dengan cerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan Hijrah Yahudi Bani Quraizhah bersekutu dengan suku Aust, dan Yahudi dari Bani Nazhir bersekutu dengan orang-orang Khazraj, Antara suku Aus dan Khazraj sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan yang menyebabkan Bani Quraizhah membantu Aus dan Bani Nazhir membantu orangorang Khazraj, Sampai antara kedua suku Yahudi itupun terjadi peperangan dan tawan menawan, karena membantu sekutunya. Tapi jika kemudian ada orang Yahudi tertawan, maka kedua suku bersepakat untuk Yahudi itu menebusnya kendatipun mereka tadinya berperangperangan. 1]

Arti selengkapnya ayat di atas, berbunyi:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): Kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikan. Kemudian kamu Bani Isra'il membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya, kamu saling membantu dengan mereka berbuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebgaian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 84-85)

Firman-Nya, وَلِا تَحْسَيُنَ اللّٰهُ هَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ Dan janganlah kamu (Muhammad) sekalikali mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. (Q.S. lbrahim [14]: 42)

Adapun اَلْفَافِيْنَ, berarti "orang-orang yang talai". Sebagaimana firman-Nya, berbunyi: *Dan* 

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 68 hlm. 24.



<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 656.

<sup>2.</sup> Tafsir Ibnu Al-Qayyim, hlm. 407-408.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 657.

<sup>4,</sup> Al-Maraghi, Op. Crt., jilid 7 juz 21 htm.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 204); dan jinga berarti "orang-orang yang belum mengetahui". Seperti firman-Nya, Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (Q.S. Yusuf [12]: 3)

Sedangkan اَلْتُعْمِنَاتِ الْفَافِلاتِ الْقَافِلاتِ Wanita-wanita yang lengah. Seperti firman-Nya, التُحْمِنَاتِ الْفَافِلاتِ الْقَافِلاتِ الْقَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلِي الْفَافِلاتِ الْفَافِلاتِ الْفَافِلِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِ الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلَالِيَالِيِيِيِي الْفَافِلِي الْفَافِلِي الْفَافِلَاتِي الْفَافِلِ

Yakni, wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka akan melakukan perbuatan yang keji itu. <sup>1]</sup>

# (غَلْبَ) Ghalaba

Firman-Nya, لاغلبن أنا وزشيي: (Allah telah menetapkan): "Aku dan rasulku pasti menang". (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 21)

Keterangan

Díkatakan: فَيَرَهُ وَعَلَيْهَ وَغَلَيْهَ وَغَلَيْهَ وَعَلَيْهَ (memenangkannya). Dan غَنْتُ فَلاثًا عَلَى الشَّيِّيَ (mengambilnya secara paksa). Dan isim failnya أَخَذُ مِنْهُ كُونًا (mengambilnya secara paksa). Dan isim failnya غَنْكُ، jarnaknya غَنْكُ، Jan Allah disifati dengan غَالِثُ وَغُلاثُ yakni tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya, seperti firman-Nya, نَعْسُرُكُمْ إِنْ يَنْصُرُكُمْ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ لاَهُ عَلا عَلَيْبَ لَكُمْ لاَهُ عَلا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ لَكُمْ (Q.S. Ali Imran [3]: 160)

Dan dinyatakan pula: غَلِبَ غَلَبَ yakni عَلِمَ (keras lehernya). Dan غَنْهُ, yakni rapat pohon-pohonnya, dan untuk *mudzakkar*nya غُلْبًاءٌ, sedangkan untuk *mu'annats*nya jamaknya نوختابق غُلْبًا Seperti firman-Nya, الْمُغُلِّبُ kebun-kebun (yang) lebat, (Q.S. 'Abasa; 80: 30)

Firman-Nya: النَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ: orang-orang yang mengurusi mereka. (Q.S. At-Kahfi [18]; 21) Yang dimaksud ialah para pemimpin negeri, karena pemimpinlah yang berhak menentukan sikap dalam urusan seperti ini. 21

Dan نَفْلُوْتُ Orang yang dikalahkan. Seperti firman-Nya, آئِي مَعُلُوبٌ فَانْتَصِرْ (Q.S. Al-Qamar [54]: 10) yakni, mereka mengalahkanku dengan sebab kecongkakan mereka (bi-tamarradihim).<sup>3</sup>]

## (غَليُظُ) Ghaliizhun

Firman-Nya, نَيْنُاهَا عُلِيْهَا: Perjanjian yang teguh. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi-nabi dari kamu sendiri, dari Nuh Ibrahim, Musa dan 'Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 7)

Keterangan

Ghaliiz dalam ayat tersebut maksudnya ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. أ Dan Ghaliizh juga dimaksudkan dengan sangat berat bagai beratnya suatu benda yang sangat keras lagi besar. أ Sedang firman-Nya, غليط الفلب ialah keras hatinya dan tak dapat dipengaruhi oleh (keterangan) apapun. أ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 158)

Dan tindakan kekerasan dinyatakan dengan firman-Nya, وَلَنِجِدُوا فِيكُمْ غِلَظَةً dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari padamu. Q.S. At-Taubah [9]: 123)

# (غُلْفٌ) Ghulfun

Firman-Nya, نَقُلُونِنا عُلْفَ (Mereka berkata): "Hati kami tertutup". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 88) Lihat, surat An-Nisa' [4]: 155)

Keterangan

<sup>1.</sup> Ibid, catatan kaki, no. 1034 hlm. \$47.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 657.

<sup>1.</sup> Ibid, juz 2 bab ghin hlm. 659

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 5 juz 15 hlm. 130.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, plid 9 juz 17 hlm 86.

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1203 hlm.

<sup>5.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 7 juz 21 hlm. 90.

وَمِن; 6. *Ibid*, jilid 2 juz 4 hlm. 111; Ghaliizh. Di dalam *Mu'jam* dikatakan منافق, ومِن بينين, yaknı, yang keras hatınya (*qaɑsin*). *Mu'jam Al-Wosiith*, juz 2 bab ahin hlm. 658.



Dinyatakan: غَبِفَ عَلَفْ. Berarti, dalam keadaan tertutup. Dan dikatakan: غَبِف الصَبِيّ anak laki-laki yang belum dikhitan. أ

## (عَلَقَ) Ghalaqa

Firman-Nya, وَعَلَقْتِ الْأَبُوابِ dan dia (Zulaihah) menutup pintu-pintu. (Q.S. Yusuf [12]: 23)

Keterangan

Al-Ghaliqu adalah sesuatu yang memberatkan berbicara (ma asykala minal-kalami).<sup>2]</sup> Dan ghalaqa juga berarti "mengunci".

### (غَلُ) Ghalla

Menurut Abu Manshur Tsa'alabi, ghullun adalah segala sesuatu yang mencelakakan manusia (kullu maa ahlakal-Insaan) adalah ghullun. Felanjutnya, makna ghalla berdasar ayat-ayat yang memuatnya antara lain:

- a. Terbelenggu, misalnya: غَنْتُ أَبْنِهُمْ: Tangan mereka (Orang-orang Yahudi) terbelenggu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 63) yakni, bahwa mereka (orang-orang yahudi) akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan akan disiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak.41
- b) Berkhianat, misalnya: ثما كَانَ لِنِينَ أَنْ يَعْلَ Tidak mungkin seorag nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 161)
- c) Ghalla bermakna kikir. Misalnya, يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَة (Orang-orang Yahudi berkata): "Tangan Allah terbelenggu". (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 64) maka maghluulah maksudnya ialah "kikir".<sup>51</sup>
- d) Ghalla bermakna permusuhan dan dendam yang membara. Seperti firman-Nya, وَنَرْعَنَا ما dan Kami cabut segala macam dendam yang ada di dalam dada mereka. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 42)

## (غُلاَمٌ) Ghulaamun

Al-Ghulaam adalah yang tumbuh jenggotnya, dan juga berarti anak yang mulai dilahirkan hingga menjadi seorang pemuda (asy-syaab), yakni masa remaja, dan al-ghulaam dipergunakan terhadap seorang laki-laki (ar-rijaal) secara majaz. Dan al-ghulaam juga berarti pembantu (al-khaadim), bentuk jamaknya المنافقة

Dan غَلَمَانٌ adalah anak-anak muda sebagai pelayan bagi penghuni surga. Dinyatakan: وَطُونَ Pan berkeliling di sekitar Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda (melayani) mereka, seakan mereka itu mutiara yang tersimpan. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 24)

## (غَلَى) Ghalaa

Firman-Nya, لاَ تَعْلُوا فِيْ دِيْنِكُمْ (wahai ahlu Kitab), janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 171)

Keterangan

Maksudnya, jangan kamu mengatakan Nabi 'Isa a.s. itu anak Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani.<sup>2</sup>

Dikatakan, غَلَوْ السَّعَرُوْ عَبُرُهُ -غُلُوّا وَ غَلَاءً . bertambah dan naik. Sedang عَلاَ فَلاَنْ فِي الْأَمْرِ وَالبَيْنِ , berarti mempersangat dan melewati batas dalam agama, jamaknya عَلاَ فَلاَتُ Seperti juga yang tertera di dalam firman-Nya, غَنْرَ الْحَقَ Wahai ahlu Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 77)

Bentuk melampaui batas dalam agama yang merujuk kepada ahli kitab diantaranya adalah ungkapan mereka, غَنْ اللهِ مَعْلُونَةُ (Orang-orang Yahudi berkata): "Tangan Allah terbelenggu". (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 64) yakni "kikir".

# (غَلِيٌّ) Ghaliyyun

Ghaliyyun artinya "mendidih". Kata ini tertera di dalam firman-Nya, يَغْنِي الْبَطُونِ: Mendidih di dalam perut. Arti selengkapnya tersebut, berbunyi: Sesungguhnya pohon zaqum itu, makanan orang-orang yang berdosa. (la) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. (Q.S. Ad-Dukhaan [44]: 43-46)

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 658.

<sup>2.</sup> Ibid, juz 2 bab ghin hlm. 659.

Ats-Tsa'alabi, Abu Manshur, Fighul-Lugha wa Sirrul-Arabiyyah, gismul-awwal, him. 41.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'on don Terjemohnyo, catatan kaki, no. 427 hlm. 171.

<sup>5.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemohnya, catatan kaki, no. 426 hlm. 171.

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 660.

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab ghin him. 660.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an don Terjemahnya, catatan kaki no. 383 hlm. 152.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab ghin hlm. 660.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (غُمُرَةٌ) Ghamratun

Firman-Nya, نَدُرُهُمْ فِي غَمْرَتِهُمْ خَلَى جِينٍ Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 54)

Keterangan

Ghamratun, makna asalnya ialah air yang menenggelamkan tubuh, tetapi yang dimaksud ialah kebodohan. Dan dikatakan: رَجُن عَنْرُ الرَدَاءِ, yakni, seorang lelaki yang menenggelamkan kainnya (mengotorinya). Dan hati orang-orang kafir dinyatakan dengan: في عَنْرَةَ مِنْ هَذَا Dalam kesesatan dari (memahami kenyataan) ini. Arti selengkapnya ayat tersebut: Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari (memahami kenyataan) ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan (buruk) selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 63)

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa الفنرة artinya kesusahan (asy-syiddah), kesempitan (az-zahmah), kesesatan yang menyengsarakan pelakunya (adh-dhalaalah allati tughmaru shaahibuha) dan air yang banyak (al-maa-ulkatsiir), dan jamaknya المراقة عشرة غفارة ففارة

# (يَتَغَامَزُونَ) - Yataghamazun (غَمَزَ)

Firman-Nya, وَإِذَا مَرُوا مِيمُ يَتَعَامَرُون Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 30)

Keterangan

Ghamaza adalah isyarat dengan alis.<sup>4</sup>] Baca Syaara, Isyaaraat.

## (غَمَضَ) Ghamadha

Firman-Nya, أَنْ تُغْيِضُوا فِيْهِ: Dengan memicingkan mata terhadapnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267) Keterangan

Tughmiduu: permudahlah, dan bermaaflah kalian. Diambil dari perkataan mereka, ثَنْ يَغْضَ خُلُهُ , apabila ia memejamkan matanya/ memaafkannya. Juga dikatakan kepada orang yang berjualan dengan ungkapan aghmidh, artinya "janganlah kamu teliti, atau jangan kamu pilih-pilih/jangan melihat"." Dan tughmidhu pada ayat di atas menggambarkan memberikan sesuatu yang dipunyai atas dasar tidak suka, tidak rela.

## (غُمُّ) Ghammun

Firman-Nya, فَا يَعْمَ لِكِيلَا تَعْزَنُوا عَلَى مَا Allah menimpakan atas kamu ....karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 153)

Keterangan

Ghammun (غَمِّة), berarti "kesedihan". Dan, غَمَّا بِغَيْةٍ: Kesedihan di atas kesedihan. Maksudnya, kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak menaati perintah Rasul yang mengabaikan kekalahan bagi mereka.<sup>23</sup>

Al-Ghammu ialah duka cita yang lahir akibat ketakutan kepada sesuatu, atau maksud yang tidak tercapai. $^{31}$ 

Ghammun (غَهُ), berarti "kesengsaraan". Seperti firman-Nya, أَنْ يَعْرَجُوا مِنْهَا مِنْ غَهِ Mereka (hendak) keluar dari nereka lantaran kesengsaraan mereka. Yakni gambaran orangorang yang masuk neraka yang hendak keluar darinya. Arti selengkapnya ayat tersebut: Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaran mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (kepada mereka dikatakan): "Rasakanlah azab yang membakar ini". (Q.S. Al-Hajj [22]: 22)

Sedang firman-Nya, يُوْنُ أَمْرُكُمْ طَلْبُكُمْ غُمُهُ Janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. (Q.S. Yunus [10]: 71)

Maka, Ghummah adalah tutupan dan ketidakjelasan. Orang mengatakan: غمة في الرجل كان 'lelaki itu kebingungan dan tidak mengenal dirinya lagi".<sup>4)</sup>

Sedang, Al-Ghamaam (النتاة) ialah awan, baik yang putih maupun awan yang tipis, kabut

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 18 hlm. 28.

<sup>2.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 3 hlm. 391. 3. Mu'jom Al-Washth, juz 2 bab ghin hlm. 661.

<sup>4</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 5 hlm 403.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 1 juz 3 hlm 38.

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnyo, catatan kaki, no. 240 him. 101;
 Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa dikatakan olghammu adalah ol-qatlu (kematian) menurut lughat Quraisy. Lihat, Fathul Qadiir, Jilid 3 him 365.

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, jilid 6 juz 16 hlm. 108; penjelasan di atas diambil dari surat Thaaha (20): 40.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 136



putih.<sup>1]</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, وَيُوْمَ نَشْقُقَ السَّمَاءَ بِالْقَمَامِ dan (ingatlah) ketika langit pecah belah mengeluarkan *kabut putih.* (Q.S. Al-Furqan [25]: 25)

### (غَنُمٌ) Ghanamun

Kata ghanamun dalam Al-Qur'an hanya berkisar kepada dua orang nabi yakni Musa dan Daud a.s. Seperti Firman-Nya, غَنَمُ القَوْمِ: Kambingkambing kepunyaan kaumnya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 78)

Ahli tafsir meriwayatkan, bahwa kambingkambing bagi seorang dari kaum itu masuk dan merusak ladang seseorang. Tuan ladang mengadu kepada Nabi Daud a.s. dan memberi keputusan bahwa kambing-kambing itu jadi hak tuan ladang sebagai pengganti kerugiannya. Ketika mendengar keputusan bapaknya itu, Nabi Sulaiman berkata "Ada keputusan yang lebih baik dari ini". <sup>23</sup>

Dan غَنَيَيَ Kambingku (kambing Nabi Musa a.s.) seperti yang tertera di dalam firman-Nya: تَأْمُشُ بِهَا عَلَى غَنْمِي Dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku. (Q.S. Thaaha [20]: 18)

# (تُغْنی) Tughni ~ (غُنَیَ)

Firman-Nya, نَعْخَلُنْاهَا حَصِيدًا كَأَنُ لَمْ تَغَنْ بِالْأَسُوبِ Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan akan belum pernah tumbuh kemarin. (Q.S. Yunus [10] 24)

#### Keterangan

Dikatakan: امَا يُغْنِي مَثْكَ مَنَا tidak ada yang dapat mencukupi anda dan tidak pula memberi manfaat kepada anda.<sup>3</sup>]

Firman-Nya, وَلاَ أَيْضَارُهُمْ وَلاَ أَيْضَارُهُمْ Tetapi وَلاَ أَفْتَكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْخَدُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُلّالِمُ وَلّا لِلللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَلِلّهُ وَلِللللّهُ وَلّمُوالللللّهُ وَلّمُلّا لِلللّهُ

:إِنَّ الظَّنُ لاَ يُغْنِي مِنَ الْعَقِ شَيْنًا Firman-Nya, إِنَّ الظَّنُ لاَ يُغْنِي مِنَ الْعَقِ شَيْنًا Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. (Q.S. Yunus [10]: 36)

Maksudnya, sesuatu yang diperoleh dengan persangkaan sama sekali tidak bisa menggantikan sesuatu yang diperoleh dengan keyakinan.<sup>1</sup>

Firman-Nya, يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنَهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا وَلاَ هُمَ (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 46)

Firman-Nya, بَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْنًا وَلا هُمْ yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan dapat pertolongan. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 41) Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa يُغْنِي yakni berpaling dari kerabatnya, di antaranya dikatakan: أَمْنُوفُ بَهُمُ وَجُهَاكَ , yakni hari إنْ بُعْنِي عَنْي وَجْهَاكَ , yakni hari إنْ إِنْ المُعْنِي عَنْي وَجْهَاكَ . (memalingkan wajahnya). 21

Firman-Nya, وَمَا نُغْنِي الْإِيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ Tidaklah memberi manfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. (Q.S. Yunus [10]: 101)

Dan dikatakan pula, مَنِي يَغْنِي بِالْكَانِ, wazannya seperti radhiya, yang artinya "singgah dan tinggal di tempat itu". <sup>3]</sup> Seperti firman-Nya, وَإِنْ يَنْفَرُهَا نِغْنِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُّ مِنْ سَعْتِهِ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُّ مِنْ اللهِ كُلُونِ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهِ كُلِي اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهِ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Adapun غَنْ Mahakaya. Sifat disandarkan kepada Allah Swt., yang artinya Mahakaya. Di antaranya dinyatakan, غَنْ الله عُنِّ عَنِ العَالِيَّ Maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Arti selengkapnya berbunyi: ...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu) bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 97)

Dan Allah menampakkan sifat ganda dalam satu ayat, di antaranya:

<sup>3.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 9 hlm. 8.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 88; lihat surat Al-A'raaf [7]: 160.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki, no. 2307, hlm 631.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin him. 644.

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 690 hlm. 312.

<sup>2.</sup> Lihat, Fothul Qadiir, jilid 5 hlm. 585.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- الله عَنَيٌ خَلِيْهُ: Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun. Yakni, berkenaan dengan orangorang yang memberi sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati si penerima. Arti selengkapnya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 263)
- 2) أَنْ الله عَنِيُ خَبِيْدُ: Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. Yakni, berkenaan dengan sedekah dari hasil yang baik-baik, bukan yang buru. Arti selengkapnya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)
- نَانَ رَبَيَ غَنِيُّ كُرِيْمُ (3 Maka sesungguhnya Tuhankų: فَإِنْ رَبَيْ غَنِيُّ كُرِيْمُ (3 Mahakaya lagi Mahamulia. Yakni, menekankan bahwa syukur yang dilakukan oleh hamba-Nya balasan kebaikannya untuk hamba-Nya sendiri. Arti selengkapnya: Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia", (Q.S. An-Naml [27]: 40)

Adapun firman-Nya, وَأَمَّا مِنْ بَعِيْنَ وَاسْتَغَنَّى (Q.S. Al-Lail [92]: 8) Maka, Istaghnaa maksudnya ialah merasa dirinya kaya dan tidak membutuhkan orang lain serta merasa cukup dengan harta yang dimiliki. Sehingga tidak menaruh rasa iba

terhadap golongan lemah, seperti memberi bantuan materi dan sebagainya.<sup>1)</sup>

Firman-Nya, أما غن استغلى (Q.S. 'Abasa [80]: 15) Maka, Yughni maksudnya ialah "terhalang dari mendapatkan pertolongan, meski memiliki kerabat dekatnya". Penyair mengatakan:

سْيَغُنيْكَ حَرْبٌ بِنِي مَالِكُ

عَنُ الْفَخْشِ وَالْجَهْلِ فِي الْمُحْفِلِ

"Memerangi Bani Malik akan membuat kalian tidak bisa lagi melakukan perbuatan keji dan bodoh dalam pesta-pesta kalian". <sup>2</sup>1

Sedang kata istaghnaa dalam ayat tersebut dimaksudkan dengan mengandalkan harta benda yang banyak dan kekuasaan sehingga mengabaikan Al-Qur'an. 31 Yakni, Pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah saw. yang diharapkannya dapat masuk Islam. 41

Sedangkan أَغْنِياءُ ialah orang-orang yang kaya. Seperti firman-Nya, إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنَ أَغْنِياءُ Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 181) yakni, nada kesombongan yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi tentang qardhan hasanah (pinjaman yang baik). Baca Qardhan.

# (اَسْتَغَاثُةٌ) - Istaghaatsah (غُثَيُ)

Firman-Nya, اَسْتَعَاتُهُ الَّذِي مَسْنُ شِبُعَتِهِ. Orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya (kepada Musa). (Q.S. Al-Qashash [28]: 15)

Keterangan

Firman-Nya, تَشَنْعَنُونَ رِبُكُمْ: Kamu meminta pertolongan kepada Tuhanmu. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 9)

# (ٱلْغَارُ) Al-Ghaaru

Firman-Nya, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَعَرَّنُ إِنَّ Ketika keduanya berada di dalam gua, di الله مَعَنا waktu dia berkata kepada temannya: "janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita". (Q.S. At-Taubah [9]: 40)

Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *al-ghaar* adalah tempat yang tenang di bumi. Dan *al-ghaur* 

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catotan kaki, no. 1556 hlm.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 175.

<sup>2.</sup> Ibid, pild 10 juz 30 film. 49.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 38,



seperti al-ghaar (goa) yag berada di gunung. Sedang al-maghaaru dan al-maghaaraatu juga berarti al-ghaar (arti goa), dan terkadang dipakai untuk kandang kijang. Ats-Tsa'labi mengatakan bahwa ia adalah tempat yang rendah di gunung, dan setiap tempat yang tenang di bumi disebut ghaar.

### (غُوْرًا) Ghauran

Firman-Nya, أَوْ يُصَبِحَ مَاؤُهَا غُوْرًا Atau airya menjadi surut ke dalam tanah. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 42)

#### Keterangan

Al-Ghauru ialah sesuatu yang meresap dan surut ke dalam tanah.<sup>2</sup>I Di antaranya air.

## (غواشّ) Ghawaasy

Firman-Nya, نَائِهُمْ مِنْ جَهَنتُمْ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ Amereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 40)

#### Keterangan

Maka Ghawaasy dalam ayat tersebut adalah, mereka terkepung dalam api neraka.<sup>3</sup>

## (غُوَاصٌ) Ghawaash

Firman-Nya, وَالشَّيَاطِينَ كُلْ بِنَاءٍ وَغُوَاصُ Dan Kami: Dan Kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahii bangunan dan penyelam. (Q.S. Shaad [18]: 37)

#### Keterangan

Al-Ghaushu ialah turun ke dasar laut untuk mengeluarkan sesuatu darinya. المحتاطين Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, وَمِنَ الشَّبَاطِينِ Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu; (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 82)

Yakni mengeluarkan permata yang ada di dalamnya, maka Sulaiman-lah yang pertama kali mengeluarkan permata (lu'lu' wa dzurru) dari laut.<sup>5]</sup>

## (غَوْلٌ) Ghawlun

Firman-Nya, نَفِينَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُتُرْفُونَ Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 47)

#### Keterangan

Al-Ghaul ialah suatu petaka yang datang dari arah yang tidak diperkirakan. Dikatakan: غَنْنُ عَنِهُ وَاغْتَالُهُ اِغْتِيالًا (tipuan). <sup>11</sup>

## (اَلْغَائظُ) Al-Ghaa-izh

Firman-Nya, أَوْ جَاءُ أَخَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْفَائِطِ: Atau (salah seorang dari kamu) kembali dari tempat buang air. (Q.S. An-Nisa' [4]: 42)

### Keterangan

Al-Ghaa-izh adalah al-hadats, dan asalnya ialah tempat yang tenang di bumi ketika buang hajat, maka mereka mendatanginya di tempat yang rendah tersebut sehingga menjadi kinayah kata al-ghaa-izh terhadap al-hadats.<sup>2</sup>]

## (غُوَى) Ghawaay

Firman-Nya, رَبْنَا مُوْلِاءَ الَّذِينَ أَغُونِنَا أَغُونِنَا مُوْلاء الَّذِينَ أَغُونِنَا كَافُونِنَا Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu; kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri telah sesat. (Q.S. Al-Qashash [28]: 63)

#### Keterangan

Dinyatakan: غَوْنَا عَيْنُا وَغُونَهُ, dan isim failnya غَاوِ , dan jamaknya غَوْا عَيْنُا وَغُونُ وَغَيْنُ وَغَيْنُ , dan jamaknya غَوَاهٌ Artinya menggiring ke arah kesesatan. <sup>3</sup> Al-Ghawaayah: kesesatan, dan kata kerja (fi'il)-nya ialah ghawaa-yaghwii, seperti halnya dengan lafaz dharaba-yadhribu. <sup>4</sup> Dalam salah satu bait syairnya, Abu Nuwas berkata:

Sungguh aku melibatkan diriku bersama orang-orang yang tersesat dan melepaskan semua keinginan hawa nafsu bersama mereka. Aku telah mencapai apa yang dicapai oleh seseorang dengan masa mudanya maka ternyata hasil perasaan itu adalah dosa".<sup>5)</sup>

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur,  $\mathit{Op.Cit., jilid 5 hlm. 35 maddah}_{\mathit{Jik}}$ 

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op Cit., jilid 5 juz 15 hlm. 147.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no 542 hlm. 227.

<sup>4.</sup> fbid, jihd 6 juz 17 hlm. 60.

<sup>5.</sup> Hasiyotush-Showi 'ala Tafsir Jalalain, juz 5 hlm. 210; Tafsir Al-Qurtubi, jilid 8 juz 5 hlm. 134

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 380; Irnam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Ghaulun berarti Waja'u bathnin (goncangan perut, mules). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 185; Fathul Qadiir, jilid 4 hlm. 394.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 273.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 667.

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 7 juz 20 hlm. 80.

<sup>5.</sup> Syair di atas dikutip dari Al-Bolooghotul-Woodhihah, hlm. 225.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Al-Ighwaa' ialah menjerumuskan dalam kesesatan, lawan dari ar-rasyaad (membimbing). <sup>1</sup>

Firman-Nya, وَعُصَى مَادَمُ رَبُهُ فَقَوَى (Q.S. Thaaha [20]: 121) Ghawa berarti tersesat dari jalan yang lurus karena terpedaya oleh perkataan musuhnya.<sup>21</sup>

Firman-Nya, وَالشَّعْرَاءُ يَتُبَعْهُمُ الْفَاوُونَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 224) Maka, al-ghaawuun adalah orang-orang yang sesat, menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>3</sup>

# (ٱلَّغَيُّ) Al-Ghayyu

Firman-Nya, تَسُوفَ يَلْقُونَ هَيًا Maka mereka akan menemui kesesatan. (Q.S. Maryam [19]: 59)

Keterangan

Al-Ghayyu artinya al-jahlu (bodoh).<sup>4</sup> Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. (Q.S. Maryam [19]: 59)

Begitu juga firman-Nya, وَإِخُواَتُهُمْ يَعَدُّونَهُمْ فِي وَإِخْوَاتُهُمْ يَعَدُّونَهُمْ فِي وَإِنْ اللهِ dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu setan-setan dalam menyesatkan. (Q.S. Al-A'raf [7]: 202)

Adapun اَلْغَاوِينَ: Orang-orang yang sesat. Sebagaimana firman-Nya, وَبُرَرُتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ Dan di pertihatkan dengan jetas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 91)

# (اَلْغِيْبَةُ) Al-Ghibah

Firman-Nya, وَلاَ تَجَسُّمُوا وَلا يَغْنَبُ يَعْطَكُمْ يَعْطَلُكُمْ يَعْطَلُكُمْ يَعْطَلُكُمْ يَعْطَلُكُمُ وَا janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 12)

Keterangan

Yaghtab pada ayat tersebut artinya ghibah. Al-Ghibah (الْغَيْبَة), adalah "menyebut-nyebut seseorang tentang hal-hal yang tidak disukai, tanpa sepengatahuan orang yang dijadikan bahan pembicaraan". Atau dalam istilah sekarang disebut "menggunjing".

## (اَلْغَيْبُ) Al-Ghaybu

Firman-Nya, فَان لاَ أَفُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَانُ اللهِ وَلا أَعْلَمْ مَلْكُ إِنْ اللّهِ وَلا أَغْلَمْ اللّهِ الْإِمْ الْوَحْي إِلَيْ الْمَايُوحْي إِلَيْ الْمَايُوحْي إِلَيْ الْمُعْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلْكُ إِنْ أَنْبُغُ إِلا مَا يُوحْي إِلَيْ Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (Q.S. Al-An'aam [6]: 50)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa نافقت ialah sesuatu yang tidak diketahui manusia karena tidak ada kemungkinan sebab-sebab untuk mengetahuinya. Ghaib dibagi dua macam: pertama, ghaib ghaira haqiqi, yakni sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh para makhluk termasuk para malaikat. Inilah makna terhadap firman-Nya, فَلُ لاَ يَعْلَمُ بَنَ فِي المُسْعَوْاتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبِ الْاللَّهُ وَمَا لِلْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْفَيْبِ الْاللَّهُ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ الْمُعْمِلِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلِينَا فِي مُلْمُلِمِينَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَيْمِينَا وَلَمْ وَلِينَامِ وَلَيْمِينَامِينَا وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِمُ وَلِينَامِ وَلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلَمْلِينَامِ وَلِينَامِ وَلِيْلِمِينَامِ وَلِينَامِ وَلَمْلِيلِمِ وَلَمْلِيلِيْمِلِيلِهِ وَلِينَامِ وَلَمْل

Berikut pengertian *ghaib* yang tertera di beberapa tempat:

- 1. Firman-Nya, أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ قَهُمْ يِكَنُبُونَ (Q.S. Al-Qalam [68]: 47) Maka, al-ghaib maksudnya ialah lauh mahfuzh karena di dalamnya tersimpan perkara-perkara ghaib.<sup>21</sup>
- 2. Firman-Nya, وما فم عنها بنايين Dan mereka sekalikali tidak dapat keluar dari neraka itu. (Q.S. Al-Infithar [82]: 16). Yakni ghaib dimaksudkan dengan tidak dapat melarikan diri, keluar dari neraka. Karena di neraka ada tutupan-tutupan (ghawaasy), dan ditutup pula dengan palang panjang ('amadin mumaddah). Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud bi-ghaaibiin pada ayat tersebut adalah siksaan yang mereka alami tidak ada henti-hentinya walau sesaat, siksaan itu tidak akan dikurangi, dan permintaan mereka tidak akan dipenuhi. Yakni permintaan untuk dimatikan atau

<sup>2.</sup> Haatsiyotush-Shaawiy 'alaa Tafsir Jalalain, juz 6 hlm. 234.



<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 8 hlm. 110.

<sup>2.</sup> *lbid*, plid 6 juz 16 hlm, 117

<sup>3.</sup> Ibid, jdid 7 juž 19 hlm. 112.

<sup>4.</sup> Asy-Syaukanı, Op. Cit., jilid 2 hlm 20.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 7 hlm. 129; Menurut Tsa'afabi, ghaib adalah setiap yang tampak oleh mata namun hati dapat menjaungkaunya. Tsa'afabi, Abu Manshur, Fighul-Lughah wa Sirrut-'Arabiyyah, gismul-owwal, hlm. 36.



istirahat dari siksaan walau sehari. 1 Baca Ghawaasy.

Sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan perkara gaib, dengan karinah على adalah: a, tentang terjadinya kiamat; b, tentang waktu turunnya hujan; c, jenis kandungan dalam rahim ibu; d, sesuatu yang diusahakan esok hari; e, kapan dan di mana manusia meninggal; f, tentang penciptaan langit dan bumi selama enam masa; g, tentang pengaturan urusan langit yang turun ke bumi, kemudian naik lagi ke langit dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan. (Q.S. Luqman [31]: 34; Q.S. As-Sajdah [32]: 4-6)

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa al-ghaib menurut kalam Arab adalah setiap yang tidak tampak dari anda. Ada juga yang berpendapat bahwa al-ghaib adalah setiap yang dibertahukan oleh rasul sedangkan akal tidak dapat memahaminya di antaranya tanda-tanda kiamat, azab kubur, padang mahsyar, timbangan, surga dan neraka. Dan ada pula yang mengatakan al-ghaib adalah Al-Qur'an dan perkara ghaib yang ada di dalamnya.<sup>21</sup>

# (غَيَانَةٌ) Ghiyaabatun

Dan ghiyaabatil jubbi, "dasar sumur". Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, غَاجِمهُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَيَابِةِ الْجُبِّ dan mereka sepakat memasukkannya ke dasar sumur. (Q.S. Yusuf [12]: 15)

# (ٱلْغَيْثُ) Al-Ghaytsu

Firman-Nya, عَامَ فَيه يُعَاتُ النَّاسُ وَفِيه يعصِرُون Tahun yang padanya manusia diberi hujan. (Q.S. Yusuf [12]: 49)

#### Keterangan

Al-Ghaits adalah al-mathar (hujan). Yakni rezeki yang banyak mengandung manfaat dan maslahat. <sup>ال</sup> Al-Ghaitsu dipakai secara majaz untuk arti langit (as-samaa') dan awan mendung (as-sahaab), dan rumput (al-kalaa'), jamaknya غَيْنَكُ Pengertian al-ghaitsu dengan sesuatu yang

mengandung mastahat dikuatkan ayat yang lain, seperti bunyi ayat, وَهُوَ النَّذِي يُنْزَلُ الْغَيْثُ مِنْ يَعْد مَا قَنْطُوا dan Dia-lah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 28)

### (مُفْيَرًا) Mughayyiran (غَيْرَ) - Mughayyiran

Firman-Nya, لَمْ يِكُ مُفَيِّرًا نِعْمَةُ أَنْعَمَهُا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى Sesungguhnya Allah sekati-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 54)

#### Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan: به مَنْرُنُونَا نَعْبُورُا الله على artinya "berubah". Dan taghyiir sebagai sebuah istilah adalah perubahan suatu bentuk ke bentuk yang lain sebagian ataupun secara keseluruhan dari bentuk aslinya. Di antara bentuk cabangnya adalah kata tabdiil, "mengganti" dan kata tahwiil, "memindahkan". Disebutkan di dalam Mu'jam, غَيْنَ فَانْ يَعْلِي , "si fulan mempersiapkan perjalanan jauhnya dengan menyehatkan untanya". Dan makna tabdil, "mengganti", misalnya نَابِينَ وَنَابِينِ وَنِيابِي , "aku mengganti kendaraan dan baju". <sup>2</sup>

Sedangkan firman-Nya, ثَلْتُهُمُّنُونُ هَلَّهُ اللهُ Lalu benar-benar mereka mengubah ciptaan Allah. (Q.5. An-Nisa' [4]: 119) Yakni, mengubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikan dengan mengubah agama Allah.

#### (غَيْضٌ) Ghidhun

Firman-Nya, ويَا سَمَاءُ أَفْلِي وَغِيْضَ المَاءُ (Aujan) "berhentilah," dan airpun disurutkan. (Q.S. Huud [11]: 44)

#### Keterangan

Al-Ghaidhu artinya "kurang". Dikatakan: غَامَن الله, dia mengurangi air, dan غَامَن الله, saya menguranginya. Ghiidhul-maa-i (غَلَمْ الله), air dikurangi, air berkurang, air telah surut. 4 Arti "kurang" dapat dilihat pada ayat lain tentang kandungan wanita yang kurang sempurna,

<sup>4.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., plid 5 juz 13 hlm. 74.



<sup>1.</sup> Tofsir Juz 'Amrna, (bnu Katsir, penerjemah Farizal Tarmizi, hlm. 85. Cet ke-1, Syawal 1412/Januan 2001, Pustaka Azzam-Jakarta.

<sup>2.</sup> Lihat, Fathul Qodiir, jilid 1 hlm. 34.

<sup>3.</sup> Asy-Syaukani, Op Cit., plid 4 hlm 535

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin him 667.

<sup>1.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 2 hlm 370.

<sup>2</sup> Mu'yam Al-Wasiith, juz 2 hlm 668; bəb ghin entri ghayara.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no 352 hlm 141.



misalnya bunyi ayat, اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَعْمِلُ مِعْ رَدِادُ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْنَهُ بِمِقْنَارِ (٨) : Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 8)

Kata ghizhul maa' pada ayat di atas berkenaan dengan peristiwa surutnya air laut yang menghantam kaum Nuh a.s., termasuk anaknya, Kan'an.

# (اَلْغَيْظُ) Al-Ghayzhu

Firman-Nya, ولا يُطِنُونَ مُوطِنا يَعْيِطُ الْكُفَّارِ وَلا يِنْالُونِ مُوطِنا يَعْيِطُ الْكُفَّارِ وَلا يِنْالُونِ مُوالِعَ لَيْمَ بِهِ عَمْلُ مِنَالِعَ dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. (Q.S. At-Taubah [9]: 121)

#### Keterangan

Al-Ghayzhu (الفينة) adalah pangkal dari al-ghadahb, yakni "segala unek-unek yang berada di dalam hati seseorang". Banyak persamaan antara al-ghaizhu dan al-ghadhabu, akan tetapi ada yang membedakan dari dua kata tersebut, yakni al-ghaizhu adalah "kemarahan yang tidak tampak pada anggota badan seseorang", sedang al-ghadhab, adalah "kemarahan hati seseorang

yang dibarengi dengan tindakan". Oleh karena itu al-ghadhab juga disandarkan kepada Allah swt. sebagai gambaran akan adanya siksa terhadap mereka yang dimurkai-Nya. 11 Seperti firman-Nya, "Matilah kamu karena kemarahanmu". مُؤْتُوا بِعَيْظَكُمُ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 119). Dan dengan ba' sababiyah (bi-ghayzhikum) pada ayat tersebut memberi arti bahwa marah, benci dan segala bentuk sakit hati tidak menimpa kepada orang lain, dan hanya berbalik kepada si pelakunya. Sedang kaidah Al-Qur'an tentang perbuatan baik dan buruk dinyatakan: in ahsantum ahsantum li-anfusikum fa-in asa'tum falaha, "jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kamulah yang menanggungnya." (al-ayah). Baca 'Amalun.

Dan Taghayyuzhan sama dengan muthaawa'ah dan ghazhahu. Dikatakan: غَيْطَةُ فَتَفَيْطُ yakni terdengar suaranya karena kerasnya.<sup>2]</sup> Seperti firman-Nya, الشيفوا لها نقيُطا Mereka mendengar kegeramannya. Taghayyuzhan dimaksudkan dengan seram dan geramnya nyala api neraka. Arti selengkapnya: Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. (Q.S. Al-Furqan [25]: 12)



<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 668



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 38; Tafsir Al-Qurtubi, jilid 4 hlm. 307.





## (فُؤَاد) Fu-aad

Fu'aad adalah bentuk mufrad dari af'idah (اَفَيْنَةُ), yakni hati yang disediakan Allah untuk pemahaman dan perbaikan badan. Dalam Al-Qur'an penyebutan kata fu'ad atau af'idah kerap berdampingan dengan kata abshar (penglihatan) dan as-sam'u (pendengaran), ketiganya difungsikan sebagai panggilan terhadap ayatayat-Nya, dan ketiganya juga sebagai pertanggungjawaban (mas'uula). Baca Af'idah, Sama'a, Bashiir.

# (فَنَةٌ) Fi-atun

golongan yang sedikit, dan نَبِنَهُ كَبِينَ "golongan yang sedikit, dan نِنَهُ كَبِينَ "golongan yang banyak. Menurut surat Al-Baqarah ayat 249, golongan sedikit, adalah Thalut dan bala tentaranya, sedang golongan yang banyak adalah Jalut dan bala tentaranya. Dalam fungsinya kata fi'atun dimaksudkan juga dengan "regu penolong". Dikatakan: مُصَوَّهُ مِنْ عَدُونِ مَا تَصَوَّهُ مِنْ عَدُونِ مَا تَصَوَّهُ مِنْ عَدُونِ مَا تَصَوَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

Fi'atun yang tertera dalam Qur'an dimaksudkan dengan golongan yang berawanan, antara haq dan batil. Di antaranya kata fi'ataini (مِنْنَيْنَ). misalnya, وَمُنَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ فِنْنِينَ. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 88)

Maka, Fi'ataini dalam ayat tersebut artinya dua golongan. Maksudnya, golongan orang-orang mukmin yang membela orang-orang munafik dan golongan orang-orang mukmin yang memusuhi mereka.<sup>3]</sup> ".(لَزَمَ) Senantiasa (تَفُتَأُ): لِأَزِمَ) Tafta'u- (فَتَيُ

Kata ini hanya dimuat satu kali, dan terdapat pada surat Yusuf ayat 85. Sebagaimana firman-Nya, قَالُوا ثَالَهُ نَفْتَا فَذَكُونِهِ سَفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضا أَوْنَكُون تَالُوا ثَالَهُ نَفْتَا فَذَكُرُ نِوسَفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضا أَوْنَكُون Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. (Q.S. Yusuf [12]: 85)

# (فَتَحَ) Fata<u>h</u>a

Firman-Nya, ژَبْنَا اَفَيْنَ اَوَيُنَ هُوَمِنَا بِالْحَقِ وَأَندُ, Firman-Nya دَيْرُ الْفَاتِجِينَ Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaikbaiknya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 89)

#### Keterangan

الله ( يَقْبُحُ بِيُنَا ) Jbnu Abbas berkata: ويُقِيحُ بِيُنَا ), yang berarti [1.putuskanlah perkara di antara kami!) أَقْضَى بِيْنُنَا Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa Al-fathu (membuka) ialah menghilangkan ketentuan dan kesulitan. Kata-kata ini mempunyai dua arti. pertama, bersifat konkrit (hissiy), yang bisa dilihat oleh indera mata sampai terbukanya mata, terbukanya kunci, dan terdengarnya perkataan dari hakim. Kedua, bersifat maknawi (abstrak) yang hanya bisa diketahui oleh pikiran, seperti terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya masalah-masalah ilmu yang belum diketahui sebelumnya dan terbukanya kemenangan dalam peperangan dan terbukanya kasus-kasus hukum yang sulit dipecahkan. Orang berkata: وَأَقْتَلَتُ عَلَيْهِ الْدُنْيَا, "mujur dan dunia datang kepadanya". Dan وَفَتَحَ الْحَاكِمُ بَيْنُمَ "Allah menolongnya"، Dan" , نَصْرَهُ Hakim memutus di antara mereka, وَمَا أَخْسَنَ فَتُاخُهُ dan sungguh baik sekali putusannya itu". Begitu juga kata penyair:

أَلاَأُبَلِّغُ بَنِى وَهَبٍ رَسُولٍ

بأنِّي عَنْ فَثَاحَتِهِمْ غَنِيٌّ

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 120; Muʻjam Mufradat Alfoezhil Qur'an, hlm. 383.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi, pild 7 juž 20 hlm. 96.

Depag, Al-Qur'on dan Terjemahannya, catatan kaki, no. 328 hlm.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 383.

<sup>2</sup> Shahih Al-Bukhari, tilid 3 hlm, 133,

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



"Ketahuilah, telah aku kirim kepada Bani Wahab seorang duta untuk menyatakan, bahwa aku tak perlu putusan mereka".

Dan orang mengatakan pula, بَيْنَهُمْ فَنْعَادُ , "ada persengketaan-persengketaan di antara mereka". Dan perkataan, وَوَلِ الْفَتْحَادُ , "Dia memegang keputusan". <sup>1]</sup>

Sejumlah ayat yang memuatnya, berikut maksud yang dituju, antara lain:

1) Firman-Nya, إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ جَاءُكُمُ الْقَتْحُ وَإِنْ تُنْتَهُوا عَلَيْكُمُ الْقَتْحُ وَإِنْ تُنْتَهُوا عَلَيْكُمُ لَكُمُ الشَّعُود . Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu; dan jika kamu berhenti; maka itulah yang lebih baik bagimu. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 19)

Maka al-istiftaah dalam ayat tersebut maksudnya ialah meminta keputusan dan ketegasan mengenai suatu perkara, seperti kemenangan dalam suatu peperangan.<sup>2)</sup>

2) Firman-Nya, افْتِحَتِ السَّمَاءُ: Dibukakan pintu langit. (Q.S. an-Naba' [78]: 19) Maka futihatis-samaa' artinya langit menjadi retak dan pecah.<sup>3</sup>

Sedangkan firman-Nya, نَتَى مَنَا الْفَتَحُ Bilakah kemenangan itu datang jika kamu orang-orang yang benar?" (Q.S. As-Sajdah [32]: 28)

Uslub di atas adalah istifham (bentuk bertanya), maka jawabnya adalah sebagaimana ayat sesudahnya, yang berbunyi: Katakanlah; "pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh". (Q.S. As-Sajdah [32]; 29)

Al-Fattaah (الْفَتَاخ) adalah salah satu dari asma Allah dinyatakan, وَمُوَالْفَتَاخُ الْعَلِيمُ Dia-lah Yang Maha Pemberi keputusan dan Maha Mengetahui. (Q.S. Saba' [34]: 26)

## (فَتُرَ) Fatara

Firman-Nya, يُسْبَعُونَ النَّيْلَ وَالنَّارُلَا يَفَثُّرُونَ . Mereka selalu bertasbih malam dan siang tanpa hentihentinya. (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 20)

#### Keterangan

النفة: Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa artinya "diringankan". Berasal dari perkataan orang, فَتُرَثُ عَنْهُ الْخُمَى, artinya demam itu agak sedikit reda.1 Sedangkan Laa yaftaruun pada ayat tersebut maknanya mereka tidak lemah dan tidak pernah berhenti.21 Yakni, kata yang menerangkan bentuk pemujaan dan pentasbihan yang dilakukan oleh para malaikat, yang terus menerus tanpa henti. Dan pada ayat lain ƙata yufattar, yang berkaitan dengan azab, لاَيْفَتُرُ عَنْيُنَاءُ Tidak diringankan azab itu bagi :وَهُمَ فِيهِ مُبْلِمُتُونَ mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. (Q.S. Az-Zukhruuf [43]: 75), yakni kata yang menerangkan azab yang diterima oleh orangorang yang sengaja berbuat dosa (mujrimiin), dan mereka kekal di neraka jahannam.

# (فِتْرَةٌ) Fitratun

Firman-Nya, عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ الرُسُلِ : Ketika terputusnya pengiriman rasul-rasul Kami, masa fatrah). (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 19)

Keterangan

Al-Fatrah adalah masa panjang yang terletak antara dua zaman. <sup>31</sup> Fatratun minarrasuul maksudnya ialah masa terputusnya para utusan. Masanya berkisar antara 540 hingga 560, yakni: menurut Abu Utsman An-Nahdi 600 tahun; menurut Qatadaah 560 tahun; menurut Ma'mar dan Al-Kalbi 540 tahun. Dan dinamakan fatrah karena rasul-rasul kemunculannya secara berturut-turut hingga kenabian Musa a.s., dan tidak terputus rasul-rasul tersebut hingga masa kenabian 'Isa as. dan setelah habis kenabian 'Isa a.s. tidak ada Nabi lagi selain Rasulullah saw. <sup>41</sup>

lbnu 'Abbas mengatakan, 'ala fatrah maksudnya عن فتور من ارسال الرسل وفي زمان انقطاع الوحي, "masa yang menunjukkan terputus utusan dari

384.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., yilid 3 juz 9 hlm. 7; Mu'yam Mufradat Alfaazhil Qu'an, hlm. 383.

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 3 juz 9 hlm. 178.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 10; Imam Asy-Syaukani menjelaskan tentang surat oi-fotihoh, bahwa makna oi-fotihoh menurut asalnya ialah sesiatu yang pertama kali dibuka, kemudian dipergunakan terhadap sesiatu sesuatu seperti pembukaan tentang pembicaraan (al-kaloam). Sedangkan to' (di dalam kata iailai) dimaksudkan untuk memindahkan dari sifatnya kepada namanya (isim), lalu disebutlah surat tersebut dengan nama surat al-fathah, karena keberadaannya sebagai pembuka surat-surat yang tertera di dalam Al-Qur'an. Dan juga ialah yang pentama kali ditulis oleh penulis dari mushaf, dan yang pertama kali dibaca para pembaca dari kitobul 'apiiz (Al-Qur'an) ini, namun bukan yang bukan pertama kali turun Lihat, Fathul Qodiir, jilid 1 hlm. 14.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 109.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 14; Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an , hlm.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab fa' hlm. 672.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Baghawi, juz 2 hlm. 18.

# 1

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



beberapa rasul dan pada zaman terputusnya wahyu. Selanjutnya, dinamakan tantang masa yang panjang antara dua rasul dari rasul Allah adalah *fatrah*, yang menunjukkan gugurnya (terhapusnya) anjuran melaksankan syariat-syariat yang berlaku pada masa itu setelah datangnya syariat yang baru. Misalnya masa fatrah antara 'Isa dan Muhammad saw. yang berkisar 560 atau 600 tahun. <sup>1</sup>

Imam Al-Qurtubi menjelaskan masa fatrah adalah suatu masa kekosongan yang panjang, yang dialami oleh semua para rasul Tuhan. Misalnya masa fatrah antara Adam a.s. dan Nuh a.s. berkisar 10 kurun (1 kurun: 100 tahun); mereka semuanya adalah Islam; dan begitu juga masa fatrah antara Nuh a.s. dan Ibrahim a.s. berkisar 10 kurun, dan masa fatrah antara Ibrahim dan Musa bin 'Imran berkisar 10 kurun.<sup>2</sup>)

Asal kata fatrah adalah انْبَطَاعُ الْعَمْلُ عِمْنًا كَانَ الْعَمْلُ عِمْنًا كَانَ الْعَجْرُ فَيْهِ. "terputusnya amal yang pernah berlaku pada masa nenek moyang terdahulu". masa fatrah memberi pengertian telah berlalu terhadap seorang rasul masa terdahulu.<sup>3</sup>

'Ala fatratin pada ayat tersebut di atas maksudnya, "terputusnya para rasul dan lamanya masa turun wahyu". Dia-lah Muhammad seorang nabi yang ummiy, yang tidak mengenal apa-apa. Dia-lah yang menjelaskan semua yang kalian butuhkan baik urusan agama maupun urusan kemaslahatan dunia. 4

# (فَتَقَ) Fataqa

Firman-Nya, ثَانَّ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ كَائِنَا رَبُّقًا فَفَتَقْنَاهُمَا Sesungguhnya langit dan bumi dahulunya adalah sesuatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya.... (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 30)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-fatqu (الفتق) ialah memisahkan dua hal yang berhubungan dan lawan katanya ialah ar-ritqu (الرثق). Kata ini berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi yang dahulunya adalah sesuatu yang padu. Lalu Allah memisahkan antara keduanya.

## (فَتيْلاً) Fatiilan

Firman-Nya, غَاوِلْنِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابِيْمَ وَلاَ يُطْلِعُونَ فَيَهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُطْلِعُونَ فَيَهِمْ اللهِ ....Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. (Q.S. Al-Isra' [17]: 71)

Keterangan

imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa فنيلاً, adalah saluran yang menjulur pada belahan biji kurma, sebagai perumpamaan dari sesuatu yang sangat sedikit dan tidak berharga. Dan yang semisal dengan kata-kata ini adalah an-naqir (اللَّهَةَةِ) dan al-qithmir (اللَّهَةَةِيُّا). أَنَّا عَلَيْمَةًا)

# (فِتْنَةٌ) fitnah - (فَاتِنِيْنَ) Faatiniin

Firman-Nya, نَمَا أَنْتُمَ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ sekali-kalī tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah. (Q.S.Ash-Shaffaat [37]: 162)

Keterangan

Faatiniin: Orang-orang yang menyesatkan. Berasal dari kata-kata, فَأَنْ عَلَى فَلانِ عَلَى فَلانِ المَرَاءَة artinya si Fulan merusak kelakuan wanita itu terhadap suaminya.<sup>21</sup>

Adapun Al-Fitnah adalah cobaan dan ujian. Orang mengatakan, pengrajin itu menguji emas atau perak dengan membakarnya di atas api supaya diketahui apakah palsu atau asli. المُنا المُعنان المُعنان بها المحافظة, yakni membakarnya ke dalam api untuk mengetahui kadarnya. Dan المُناف , yakni menyengsarakannya untuk mengetahui hal ikhwal akal-pikiran dan agamanya.

Berdasarkan keterangan yang terambil dari Qamus tersebut, dapat dijelaskan pengertian yang dimaksudkan ayat-ayat yang memuatnya, dan pengertian dari mufasir:

1) Firman-Nya, الَّهَ تَعْلَمُ هَالُوا بَلَى وَلَكِنْكُمْ هَالْتُهُمْ أَنْفُتُكُمْ أَنْفُتُكُمْ أَنْفُتُكُمْ الْفُسَكُمْ, bukankah kami bersama kamu? Mereka itu menjawab: "Betul" tetapi kamu telah binasakan diri-diri kamu (Q.S. Al-Hadiid [57]; 14). Maka فَنَنْتُمْ لِنُفْسَكُمْ pada ayat tersebut maksudnya, kalian membinasakan diri kalian sendiri dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan memperturutkan syahwat. المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 168.





<sup>1.</sup> Gharaibul-Qur'an wa Raghaaibul Furqaan, juz 5 hlm. 70.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, juz 6 hlm. 121. 122.

<sup>3.</sup> Ibid, już 6 hlm. 121.

Muhammad Rasyid Ridha, Tofsir Al-Monour, jilid 16 juz 1 hlm. 898.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 385.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 76.

<sup>2.</sup> *tbid*, jilid 8 juz 23 hlm. 88

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 3 juz 8 hlm. 124.

<sup>4,</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab fa' hlm. 673



Adalah jawaban orang-orang mukmin terhadap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan karena tidak mau beriman, di saat perhitungan amal kelak:1] (Yaitu) pada hari yang munafigin laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah kami supaya kami ambil sedikit dari cahaya kamu", dikatakan: "kembalilah ke belakang kamu dan carilah cahaya (di sana)", lalu diadakan di antara mereka satu sekatan berpintu yang sebelah dalamnya ada rahmat; dan sebelah luarnya, dari situ (terbit) azab. Mereka akan seru mereka itu: "Bukankah kami bersama kamu?" mereka itu menjawab: "Betul! Tetapi kamu telah binasakan diri-diri kamu, dan kamu menunggu dan ragu dan kamu ditipu oleh cita-cita (yang salah), sehingga dating hukuman Allah dan penipu itu telah menipu kamu terhadap Allah", (Q.S. Al-Hadiid [57]: 141

- 2) Firman-Nya, وَلَوْ دَخِلَتْ عَلَيْهُ مِنْ أَقَطَارِهَا لَمْ سَبِلُوا الْفَتْنَةُ الْهِا إِلَا يُسِيرًا لَمُ شَبِلُوا الْفَتْنَةُ الْهَا إِلَا يُسِيرًا لَا يُسِيرًا لَا يَسْيرًا لَا يَسْيرًا وَمَا لَلْهُ الْفَقْدُا لِهَا إِلَا يُسِيرًا dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan menunda untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 14), yakni al-fitnah maksudnya murtad.
- 3) Firman-Nya, وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبَلْ يَاقَوْمِ إِنِّمَا فَيَلْنَمْ بِهِ. (Q.S. Thaaha [20]: 90) Maka, Fo-tintum bihi: kalian jatuh ke dalam cobaan. الإمام Yakni ujian berupa sesembahan anak sapi yang diciptakan oleh Samiri. (lihat ayat ke-95)
- نَّمُ لَمْ تُكُنَّ فَتُنْتَهُمُ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا . Firman-Nya (4) (Q.S. Al-An'aam [6]: 23) maka fitnah مَشْرِكِينَ maksudnya, jawaban berupa kedustaan.31 Kedustaan jawaban orang-orang yang menyekutukan Allah (musyrik). Namun ketika hari mahsyar tiba mereka tidak dapat mengemukakan kedustaannya, tidak dapat mengelak: Dan ingatlah hari yang Kami akan kumpulkan mereka semua, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik "di

manakah orang-orang yang kamu sekutukan yang kamu anggap?" kemudian, tidaklah ada fitnah mereka, melainkan mereka berkata: "demi Allah tuhan kami! Bukanlah kami ini orang-orang musyrik". (Q.S. Al-An'am [6]: 22-23)

A. Hassan menjelaskan, sesudah terang mereka menyekutukan Allah, maka sebagai menambah fitnah, mereka berkata: "Demi Allah! Kami bukan musyrikin". Begitulah perkatan tiaptiap golongan yang menyekutukan Allah di tiaptiap masa dan tempat."

Kata fitnah dalam penggunaannya ada dua macam, fitnah dari Allah dan fitnah dari manusia. Fitnah dari Allah adalah menguji hamba-hamba-Nya agar terpisah antara asli dan palsunya(iman dan kufurnya), sehingga dapat kembali pada keasliannya, misalnya, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا , dan Kami telah mencoba kamu dengan beberapa cobaan. (Q.S. Thaaha [20]: 40), maka futuunan berarti ujian dengan menjatuhkannya ke dalam berbagai cobaan, kemudian menyelamatkannya dari padanya.23 Begitu juga, fitnah yang dikenakan terhadap شُمُ إِنْ رَنْكَ لَلَّذِينَ هَاجُرُوا مِنْ يَعْدِ مَا فَتِنُوا , mereka yang hijrah ,kemudian : ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا وَ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيْمٌ sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang berhijrah sesudah mereka diberi percobaan, kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu adalah pengampun dan penyayang. (Q.S. An-Nahi [16]: 110)

Sedangkan fitnah dari manusia adalah membuat ragu terhadap agama dan takut terhadap musuh. المنافع Yakni mengeluarkan orangorang yang beriman kepada kemurnian ajaran yang dibawa para nabi (secara khusus, Muhammad saw.) untuk kembali ke agama semula (murtad) dengan berbagai makar dan tipu dayanya. Di antaranya bunyi ayat, المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 130.



Lihat uraian selengkapnya di catatan kaki no 4014-4015. Tafsir Al-Furgan, hlm. 1072.

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 16 hlm. 142.

<sup>3</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 465 hlm. 189.

<sup>1</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no 756 hlm. 249.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 6 juz 16 hlm. 108.



Maka fitnah dari Allah berarti mencari kemurnian, dengannya menjadi orang-orang pilihan, di antaranya sebagai mukhlish sebagai-mana yang tersebut di ayat-ayat-Nya. Karena fitnah sendiri makna asalnya ialah memasukkan emas ke dalam api untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Baca Khalasha, Mukhlishin.

## (فَتُواً) Fataa (فَتَا) - Fatwan

Firman-Nya, وَيُسْتَقَنُونَكَ فِي النِّسَاءِ قَلِ اللهُ يُقْتِيكُمْ Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.... (Q.S. An-Nisaa' [4]: 127)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa يَغْتِيْكُم maknanya menjelaskan kepada kalian apa yang menjadi kesulitan kalian. Dikatakan: اَفْتُنَى وَ فَتُوا , yakni, saya menta'birkan mimpinya. أَفْتُنِي وَ فَتُوا Sedangkan firman-Nya, اَفْتُونِي فِي أَمْرِي Berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). (Q.S. An-Naml [27]: 32)

Aftuunii maksudnya berilah aku sumbangan pendapat kalian tentang apa yang terjadi. المنافعة adalah dua orang yang menanyakan. Sebagaimana firman-Nya, قُضِيَ الْأَمْنِ اللهُمْنِ اللهُمْنِ اللهُمْنِينَ وَلِيهُ مُسْتَفَقِتَوْنَ : Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan kepadaku. (Q.S. Yusuf [12]: 41)

Adapun الاستَفْتُوْفَةُ: Tanyakanlah kepada mereka. Yakni, khithab yang ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekkah tentang ciptaan yang lebih kokoh, sebagaimana firman-Nya: Maka tanyakanlah kepada orang musyrik Mekkah: "Apakah mereka yang lebik kokoh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan ini?" sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 11)

Yakni uslub (gaya bahasa) yang menunjukkan tentang lemahnya mereka, yang berarti minimnya pengetahuan mereka. Uslub yang sama tertera di dalam firman-Nya, فَاسْتَفْتِهُمْ أَلْزِيْكَ الْبَيْنَاتُ وَلَيْمُ الْبُلُونَ Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki, atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)? (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 149)

Yakni uslub yang menandakan adanya kedustaan mereka dalam menetapkan perkara ketuhanan tanpa didasari pengetahuan yang benar.

### (فَتَى) Fatay

Firman-Nya, نَقَانُوا سَمِعْنَا فَقَى يَدْكُرُهُمْ بِقَالَ لَهُ إِبْرَامِيمُ Mereka mengatakan; "kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim". (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 60)

#### Keterangan

Fatay (فقن) dalam ayat tersebut, maksudnya Ibrahim a.s. sebagai orang yang mencela berhala kaum Namrud. Al-fatay adalah pemuda, awal kepemudaannya berada antara masa balig (rahaqah) dan masa keberaniannya (rajuulah). Dan bentuk mutsannanya adalah فَنَانٌ وَفَنُونٌ وَفَنُونٌ . sedang bentuk jamaknya adalah وَفَيْنُ . sedang mu'annasnya adalah وَفَيْنُ . sedang bentuk jamaknya adalah . فَنَيَاتٌ وَفَاتُونٌ .

Berikut maksud yang dituju oleh kata *fata*y di sejumlah ayat:

- الْبَحْرَنِ الْوَانَّ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحْ حَتَّى أَلِكُ مَجْمَعَ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 60) Maka, fatay (pemuda) maksudnya ialah pemuda yang menemani Nabi Musa a.s. ia adalah Yusa' bin Nun bin Afrasim bin Yusuf a.s. dia menjadi pelayan Musa dan belajar kepada beliau. Orang-orang Arab memang menyebut pelayan dengan sebutan fataa (pemuda). Karena yang menjadi pelayan kebanyakan adalah di kala umurnya masih muda, di samping itu mereka menyebut budak juga dengan sebutan fataa.<sup>21</sup>
- Firman-Nya, وَدَخَلَ مَعَهُ البَيْخِنُ فَتَيَانِ (Q.S. Yusuf [12]: 36) Maka, fityaanun (بَقِيَانِّ): Dua orang pemuda (yang menyertai dalam penjara.
- Firman-Nya, وَقُالَ لِمُثَيَّاتِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
   Q.S. Yusuf [12]: 62) Maka, li-fatyaanihi:

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 172; fihat, Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan kaki no. 885 hlm. 453.



<sup>1.</sup> Ibid, plid 2 juz 5 hlm. 169.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 7 juz 19 hlm. 136.

<sup>1</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab fa' hlm. 673.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



budak-budaknya yang menimbang barang.<sup>11</sup> Dan A. Hassan menafsirkan "hamba-hamba atau orang-orang suruhan."<sup>2]</sup>

Sedang الْفِينَة: Para pemuda yang berlindung di dalam gua: (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 10)

Yakni, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk; dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan Selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 13-14)

Adapun نفينانكم Budak-budak wanita kamu. Sebagaimana firman-Nya: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. (Q.S. An-Nuur [24]: 33)

Al-fatayaat adalah kata bentuk jamak dari al-fataat, secara bahasa dimaksudkan dengan al-fataa (الْفَقَاتُ), ialah budak laki-laki dan budak perempuan.<sup>3)</sup>

### (فجَاجًا) Fijaajan

Al-Fijaoj; bentuk jamak dari fajjun (فَغُ), yaitu belahan yang diapit oleh dua gunung. أَمِيْلا فَجَاءَ الله belahan yang diapit oleh dua gunung. أَمِيْلا فَجَاءَ أَلَى berarti Jalan-jalan yang luas. (Q.S. Nuh [71]: 20); dan: المُحَالَا فَيَا فَجَاجًا سُلُا Dan Kami jadikan (pula) bumi ini jalan-jalan yang luas. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 31)

387.

# (ٱلفَجْرُ) Al-Fajru

Al-Fajr adalah membelah sesuatu dengan satu belahan yang lebar seperti fajaral-insaan yang berarti benar-benar mabuk (mabuk berat). Dan dikatakan: مَوْنَهُ فَانْفَجْرُ فَعُجُرُتُهُ فَنَفْجَرُ Dan di antaranya dikatakan untuk waktu Subuh disebut dengan fajar karena keberadaannya membelah malam. المَعْجُرُ كَانَ مَشْهُوْدًا اللهُجُرُ ان وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ ان وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا [77]: 78), maka qur'aanal fajri adalah sembahyang Subuh.

## (فَاجِرٌ) Faajirun

Firman-Nya, وَلاَ مِلْوَا إِلاَ فَاجِرًا كَفَارًا. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. (Q.S. Nuh; 71: 27)

Keterangan

Kata faajir pada ayat tersebut menggambarkan generasi perusak yang bakal lahir ke bumi. Pada ayat tersebut Nabi Nuh a.s. berdoa, sebagaimana yang dimuat di dalam firman-Nya: Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. (Q.S. Nuh [71]: 26-27)

Firman-Nya, أَنْتِكَ هُمُ الْكَفْرَةُ الْفَجْرَةُ . Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi durhaka. (Q.S. 'Abasa [80]: 42)

Al-fajarah adalah kata jamak, dan bentuk tunggalnya adalah faajir, "seseorang yang melakukan perbuatan melewati batasan-batasan Allah atau melanggar hal-hal yang diharamkan-Nya.<sup>2]</sup> Sedangkan keadaan mereka pada hari Kiamat, muka mereka tertutup debu dan ditutup pula oleh kegelapan. (ayat ke 40, 41)

Firman-Nya, بَنْ يُوِيدُ الْإِنْسَانَ لِيَقْخُرَ أَمَانَهُ (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 5) Maka, li-yafjura amaamah; agar ia tetap dalam kejahatannya kini dan di masa depan, tanpa melepaskan diri dari padanya.<sup>3</sup>J

Karinah *Uulaiika* (mereka itulah) adalah kata yang berfungsi meringkas kalimat sebelumnya

<sup>3.</sup> tbid, jilid 10 juz 29 hlm. 145.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 9.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no 1505 hlm. 452.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm 102.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juž 17 hlm. 23; Mu'jom Mufradot Alfaozhii Qur'an, hlm.

<sup>5.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm 163.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 387.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10 juz 30 hlm. 49.



yang termasuk fajarah, yang kaitannya dengan keadaan mereka pada hari Kiamat. Dan ciri-ciri mereka itu tertera pada ayat sebelumya: Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. (Q.S. 'Abasa [80]: 40-41)

Sedang firman-Nya, وَإِذَا الْبِعَارُ فَجُرِيَّا (Q.S. Al-Infithaar [82]: 3) Maka, fujjirat maksudnya dibuka dan terbelah sisi-sisinya sehingga hilang batasan-batasan yang memisahkan antara air tawar dengan air asin (bercampur dan meluap). 11

Firman-Nya, وَإِنَّ الْفُجَارُ لَنِي جَعِيمٍ (Q.S. Al-Infithaar [82]: 14) Maka, al-fujjaar adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya فَاجِرٌ. Artinya orang yang meninggalkan syariat-syariat Allah dan melanggar batasan-batasan-Nya.<sup>21</sup>

# (فَجُوَةٌ) Fajwatun

Fajwah adalah halaman yang luas. Dikatakan: مُؤَسُّ نِجَاءٌ وَ فَجُواءٌ, yakni jelas dan celahnya terlihat. <sup>3</sup> Sedang fajwah dimaksudkan dengan tempat luas dalam goa sebagaimana yang pernah didiami oleh ashabul kahfi, نَوْمَا فِي فَجُوبَاءِنَهُ ... sedang mereka berada berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 17)

# (فُحْشَاءُ) Fa<u>h</u>syaa'

Firman-Nya, يُولاَ نَقْرَبُوا الزِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra' [17]: 32)

#### Keterangan

Fahsyaa' adalah perbuatan yang nyata sekali keburukannya. Seperti perbuatan zina, yang dinyatakan: الْمُنْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ فَاحِشْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ فَاحِشْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ فَاحِشْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ فَاحِشْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ فَاحِشْهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

dan bentuk jamaknya fawaahisy (فَوَاجِئن), sedang pelakunya disebut faahisy (فَاحِيْن).

Tuhanku: إِنَّمَا حَرَّمْ رَبِّي الْفَوَاحِسْ ,Menurut bunyi ayat hanya mengharamkan perbuatan keji. Maka di antara perbuatan fahsya' sebagai perbuatan haram antara lain: a, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar; b, mempersekutukan Allah; c, mengada-adakan terhadap Allah tanpa dasar pengetahuan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 32); d, homoseksual, seperti yang dilakukan oleh kaum Luth a.s., sebagai kekejian yang tidak pernah dilakukan kaum sebelumnya, (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 28); begitu juga kategori fahsyaa' adalah وَإِذَا فَعَلُوا قَاحِشُةٌ قَالُوا وَجَدُنَا,tawaf di jaman jahiliyah عَلَيْهَا وَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَتَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْقَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّه (Q.S. Al-A'raaf [7]: 28), Imam Al-Maraghi) ما لأتَعْلَمُونَ menjelaskan bahwa al-faakhisyah, "peribadatan yang menyimpang" pada ayat tersebut adalah tawaf yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dalam keadaan telanjang, sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Mereka mengatakan (berdalih), "kami tidak berthawaf pada rumah Allah dalam pakaian yang kami gunakan untuk bermaksiat kepada-Nya. 11

# (فَخُورٌ) Fakhuʊrun

Firman-Nya, بِنَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُ كُنُ مُعْتَالٍ فَغُورٍ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S. Luqman [31]: 18)

#### Keterangan

Al-fakhuur adalah wazan fa'uul, berasal dari masdar al-fakhr (اَلْفَعْنَ), yang artinya "orang yang membanggakan harta dan kedudukannya, serta membanggakan hal-hal lainnya". المنافئ ialah saling bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Misalnya saling berbangga dengan banyaknya harta dan anak, وَتَعَافِرُ الْأَوْلَادِ وَلَقُولَادِ وَلَا الْأَوْلِ وَ الْأَوْلِادِ وَلَا الْوَلَادِ وَلَا الْمُوالِ وَالْوَلِادِ وَلَا الْوَلَادِ وَلَا الْمُوالِ وَالْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا الْوَلادِ وَلَا لَوْلادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِولَادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَا لَوْلَادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَا لَوْلِادِ وَلَالْوَلِادِ وَلَالْوَلَادِ وَلَالْوَلِيْلِ وَلَالْوَلِيْلِ وَلَالْوَلِيْلِ وَلَالْوَلِيْلِ وَلَوْلِهِ وَلِلْوَلِهِ وَلَالْوَلِيْلِيْلِهِ وَلَالْوَلِيْلِ وَلْوَلِهِ وَلَوْلِهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْوَلِهِ وَلَوْلِهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَيْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلْمِلْوِلَالْوَلَالْوَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلْمِلْوِلَالْوَلَالِيْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ و

Al-Fakhkhaar (اَلْفَخُازِ): Tembikar. Firman-Nya, خَلْق الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْمِبَالِ كَالْفَخَارِ: Dia menciptakan

<sup>1.</sup> *tbid*, jilid 10 juz 30 hlm. 63

<sup>2.</sup> Ibid, plid 10 juz 30 hlm. 67.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 124; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 387.

<sup>4.</sup> *Ibid,* jilid 5 juz 14 hlm.

ے نے اللہ Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 325 *maddah* ف ع ن

Tsa'alabi, Abu Manshur, Fighul-Lughah wo Sirrul-'Aroabiyyoh, Qismul-Awwal, htm. 36.

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 128.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 21 hlm. 80; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 387-388.

# ~

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



manusia dari tanah kering seperti tembikar. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 14)

## (فِدْيَةٌ) Fidyah

Fidyah (فَيَنْيَة), "ganti rugi", "denda", "tebusan" adalah perangkat hukum yang berlaku terhadap perintah wajib yang pernah ditinggalkan, atau berkenaan dengan denda karena melanggar larangan. Di dalam kitab-kitab tafsir djelaskan: الْفِدْيَةُ وَالْفِدْلَةُ, adalah pembelanjaan untuk memetihara jiwa atau harta dari kebinasaan. 1

Adapun amalan ibadah yang dikenakan fidyah adalah:

- a. Haji, fidyahnya: berpuasa, berhaji, dan berkorban. Yakni, denda yang dikenakan kepada orang yang sakit atau gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur). Dan mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram.<sup>21</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 196)
- b. Puasa, fidyahnya adalah memberi makan kepada kaum fakir miskin sebagai pengganti hari-hari meninggalkan puasa.<sup>3</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 184)
- c. Permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwad.<sup>4]</sup> Seperti firman-Nya, فلا جُنَاحِ عَلَهُمَا فَيِمَا افْتَدَتْ بِهِ: dan tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229) Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwad khulu'.<sup>5]</sup>

Hukum fidyah sebagai ganti hanya bertaku di dunia, dan tidak di akhirat. Oleh karena itu sejumlah ayat yang menjelaskan tidak berlakunya tebusan di akhirat, yakni menebus siksa yang menimpa dirinya dengan harta bendanya, yang secara tegas dinyatakan, قَانَوْمَ لَا يُوْمَنُ مِنْكُمُ فَدُنُهُ وَعَلَيْكُمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 11); dan: غَنْفَهُ لِيَقْتُلُوا بِهِ مِنْ عَنْابِ يَوْمٍ الْقَهَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَيْمَ عَنْابُ أَلِيمُ كَنَابُ يَوْمٍ الْقَهَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَيْمَ عَنْابُ أَلِيمُ Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiraya mereka mempunyai apa yang ada di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 36)

## (فُرَاتٌ) Furaatun

غَنْثِ ، Furaatun: Segar. ال Seperti firman-Nya : غَرْاتٌ : Tawar lagi segar. (Q.S. Al-Furqan [25] 53), dan غَامُ فُراتًا : Air tawar (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 27)

## (فَرْثُ) Faratsa

Firman-Nya: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. (Q.S. An-Nahl [16]: 66)

Keterangan

Al-fartsu (أَنْفَرَتُ): sisa makanan yang terdapat di dalam perut besar dan usus.<sup>2)</sup>

# (فُرُوْجٌ) Furuujun

Firman-Nya, كَيْفُ بِنَيْنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوجٍ ...bagaimanakah Kamí meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun. (Q.S. Qaaf [50]: 6)

Keterangan

Furuujun (فَرَوْغُ) adalah syuququn wa shuduu'un, artinya pecah dan keretakan, dan termasuk kata yang berbentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah فَرْغُ, yakni asy-syaqqu wa al-futuuq (الشَقُ وَالفَتُوقُ), "pecah," "retak". أ

Dan ئۇزدا الشغاء فُرِجْت , Sedangkan firman-Nya apabila langit telah dibelah. (Q.S. Al-Mursalaat

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 film, 88

Depag, Al-Qur'an don Terjemahannya, catatan kaki no. 121 hlm.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 67

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya , catatan kaki no. 144 hlm. \$5.

<sup>5</sup> Ibid, catatan kaki no. 144 hlm. 55.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 388.

Tofsir Al-Moroghi, jilid 5 juz 14 hlm. 101; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 388.

Shofwootut-Tofoosiir, jilid 3 hlm. 241; tihat juga, Shahih Al-Bukhon, plid 3 hlm. 198.

# 4



[77]: 9) maka *furijat*, ialah retak dan pecah. Yakni terbelah.

# (فَرْجٌ) Farjun

Al-Farju, pada asalnya berarti belahan di antara dua perkara, seperti halnya al-furjah; kemudian diartikan dengan aurat, hingga karena seringnya makna ini digunakan, seakan itulah maknanya yang terang. Di antaranya, kata farjun merujuk kepada diri Maryam, sebagai yang dapat memelihara kehormatannya, فَرَخِينَا فَنَفَعُنا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَانْهَا مَانِيَّةً لِلْعَالِينَ Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalamnya (tubuhnya) ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]; 91)

## (فَرحَ) Far<u>ih</u>a

Firman-Nya, إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ لاَ نَفْرَحُ إِنَّ اللّهُ لاَ يُجِبُ (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". (Q.S. Al-Qashash [28]: 76)

Keterangan

Laa tafrah maksudnya ialah janganlah kamu sombong, jangan pula berpegang teguh kepada dunia dan segala kesenangannya hingga kamu melupakan kesenangan akhirat. Baihas Al-'Uzri mengatakan:

وَلَسُتُ بِمِفْرَاحٍ إِذَا الْدَهُرُ سَرِّلِي

وَلاَ جَازِع مِنَ صَرُفِهِ الْمُتَقَلِّب

"Tidaklah akū terlalu gembira jika masa membuatku senang, tidak pula terlalu berduka cita jika kesenangan itu berpaling".<sup>2</sup>1

Kata farhun, "bangga" di sejumlah ayat terdapat dua macam penggunaan yang berbeda.

 Kebanggaan (farhun) yang salah sekaligus terlarang, di antaranya: a) beranggapan dirinyalah yang menghilangkan mudarat, bukan pertolongan Allah Swt., مَنْهُ لَيْفُولَنُ ذَهْبَ السُّيِّنَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَنِ قَخُورٌ (Q.S. Hud) صَرَاءُ مَسْلَةُ لَيْقُولَنَّ ذَهْبَ السُّيِّنَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَنِ قَخُورٌ

1. Tafsır Al-Maraghı, jilid 6 juz 17 hlm. 68; Mu'jom Mufrodat Alfoozhil Qur'an, hlm. 389.

[11]: 10); b) farhun dengan harta bendanya sebagaimana penampilan Fir'aun, الله قالون كان كان الم مِن قَوْمٍ مُوسِي فَبَغَى عَلَيْمٌ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورُ مَأَانٌ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْغُصِّيَةِ أَوْلَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لِأَنْفُرَحُ إِنَّ اللهَ لِأَبْحِبُ الْفَرحين (Q.S. Al-Qashash [28]: 76); c) farhun dengan : قَرْحُ اللَّخَلِّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ , malas tidak ikut berperang Orang-orang yang (tidak ikut pergi berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah. (Q.S. At-Taubah [9]: 82); d) Farhun para pemecah belah agama. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ {٥٢) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُمُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِجُونَ {٥٣} فَذَرْفُمْ فِي غَمْرَهِمْ حَتَّى حين: Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka (pengikutpengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing). Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 53-54); begitu juga yang tersebut di dalam surat Ar-Ruum ayat 31-32, dinyatakan bahwa faarihiin adalah sifat yang melekat pada orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, dan masingmasing golongan merasa bangga dengan dengan golongannya.

2) Farhun yang dibenarkan oleh agama, di antaranya: a) farhun orang-orang yang mati di jalan Allah, لذَوْتُ اللهِ الْمَوْاتُلُمْ اللّهِ اللّهِ الْمُواتُلُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

Selanjutnya, terdapat perbedaan antara far<u>h</u>un (فزخ) dan *al-ibtisyaar* (نوټيفنز). Menurut Ibnu Al-Qayyim bahwa فزځ adalah perasaan bangga terhadap sesuatu yang dicintai setelah seseorang



<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 92.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mendapatkannya. Sedang الإبتيشار adalah semangat membara yang diusahakan seseorang sebelum mendapatkan sesuatu dicintainya. <sup>1</sup>1

## (قُرْداً) Fardan

Firman-Nya, وَكُلُهُمْ مَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْدَا dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. (Q.S. Maryam [19]: 95)

Keterangan

Fardan maksudnya, dia tidak ditemani harta maupun anak.<sup>21</sup> Yakni, kata yang menegaskan bahwa kelak di akhirat manusia mempertanggung jawabkan amal perbuatannya sendiri-sendiri, tanpa ditemai oleh orang lain; begitu juga firman-Nya, تَوْنُلُنِكُ dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. (Q.S. Maryam [19]: 81)

Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: "Pasti aku akan diberi harta dan anak". Adakah ia melihat yang ghaib atau ia membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?, sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. (Q.S. Maryam [19]: 77-80)

Ar-Raghib menjelaskan bahwa Alfardu adalah yang tidak bercampur dengan lainnya sedang ia lebih umum dari al-witr(ganjil) dan lebih khusus dari al-waahid (satu), jamaknya أَنْ تَقُونُوا للهِ Seperti dalam firman-Nya, أَنْ تَقُونُوا للهِ Hendaklah kamu berdiri untuk Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri. (Q.S. Saba' [34]:

Begitu pula firman-Nya, وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا Dan sesungguhnya kamu datang خَلَقْتَاكُمْ أَوْلُ مَرَةُ kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu Kami ciptakan pada awal mulanya. (Q.S. Al-An'aam [6]: 94)

 Ibnul Qayyım, *Tofsir Al-Qoyyim*, Tahqıq: Muhammad Unais An-Nadwi; Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Libanon, hlm. 307.

### (فُرُّ) Farra

Firman-Nya, غَرْتُ مِنْ فَسَوَرَةٍ lari dari singa. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 51)

Firman-Nya, (وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَأَبِهِ وَبَهِهِ (yaitu) hari seseorang lari dari saudaranya. Dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. (Q.S. 'Abasa [80]: 34) Yakni, sibuk mengurus dirinya sendiri ketika Kiamat tiba. (baca ayat 33, 35)

Firman-Nya, نَفْهَرُوا إِلَى اللّهِ اِنِّي لَكُمْ مَنْهُ نَئِيرٌ مُبِينٌ . Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 50)

Maka, Fa-firru ilallaah berarti dari Allah kepada-Nya (minallaah ilaihi).<sup>1</sup>] Yakni, dari-Nya dan hanya kembali kepada-Nya).

Sedang firman-Nya, يَفُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَنِدُ أَيْنَ الْلَقَرُ pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat lari?" (Q.S. Al-Qiyaamah [76]: 10) Maka, Al-Mafarr, adalah kata masdar, maknanya al-firaar (dalam keadaan lari). Al-Farra' mengatakan: "Al-Mafarr bisa juga bermakna maudhi'ul-firaar (tempat lari)". Penyair mengatakan:

أَيْنَ الْمُفَرُّو الْكِياشُ تَلْتَطِحُ

كُلُّ كَيْشِ فَرَّمِنْهَا يَفْتَضِحُ

Di manakah tempat lari pemilik domba yang sedang bertarung, padahal setiap domba jantan yang terlihat kesalahannya (itu) ia lari darinya.<sup>21</sup>

# (ٱلْفَرَاشُ) Al-Faraasyu

Firman-Nya, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْبَيْثُوثِ . Seperti anai-anai yang berterbangan. (Q.S. Al-Qaari'ah [101]: 4)

Keterangan

Al-Faraasyu (الْفَرَافِ) adalah laron (anaianai) yang biasa mengerumuni sinar lampu ketika malam hari. Maksudnya, sebagai tamsil kebodohan dan tidak tahu akibat perbuatan itu. Penyair mengatakan:

> إِنَّ الْفَرَزُدَقْ مَا عَلِمْتَ وَقُومُهُ مِثْلُ الْفرَاشُ غَشْيُنَ ثَارَ الْمُصْطَلَى

"Sesungguhnya Farazdaq (lawan syairnya) dan kaum saya hanya mengetahui mereka

Asy-Syaukani, Fathul-Qadir, jilid 5 hlm. 337.



<sup>.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 16 hlm, 80; *Mu'jam Mufrodat Alfaozhil Qur'an*, hlm. 89; seperti firman-Nya. نورنهٔ عن غرفل ويتوانه وي dan Kami akan mewansi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. (Q.S. Maryam [19]: 80).

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 389

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



bagai laron yang mengerumuni api orang yang berdiang". 1]

Adapun farasya berarti membentangkan, yakni menjadikannya sebagai tikar. Seperti firman-Nya, وَالْأَرْضَ فُرْشَنَاهَا Dan bumi itu Kami hamparkan. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 48)

Sedangkan firman-Nya, نَتْكَوَيْنَ عَلَى فُرْشِ بَطَائِبُهُا Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari surga. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 54)

Al-Farsyu adalah binatang yang dibaringkan untuk disembelih, seperti domba, kambing, anak unta dan lembu yang masih muda. Atau bisa binatang yang diambil wol, bulu, dan rambut untuk dijadikan hamparan.<sup>2</sup>

### (فَرَضَ) Faradha

Firman-Nya, شورة أَنْزَلْنَاهَا وَقَرَصْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا (Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam) nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya. (Q.S. An-Nuur [24]: 1)

#### Keterangan

Al-Fardhu: penentuan. Dimaksudkan dengan "penentuan" di sini ialah penentuan berbagai ketentuan dan hukum yang ada di dalamnya sesempurna mungkin. <sup>3</sup> Dikatakan, فرضت

1. Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 226.

2. Ibid, plid 3 juz 8 hlm. 50; lihat, surat. Al-An'aam [6]: 142.

3. Ibid., jilld 6 juz 18 hlm. 66; sedikit kami tambahkan bahwa di sejumlah ayat kata Foradho, sebagaimana definisi di atas terdapat pula katakata yang mempunyai makna yang sama. Dan secara umum faradho dimaksudkan dengan kewajiban tertentu yang sudah digariskan secara rinci misalnya: pembagian zakat, pembagian harta waris, keduanya dinyatakan dengan foriidhatan minoloh.

Adapun penjelasan istilah yang semakna dengan farodho adalah sebagai berikut:

Katoba: ketetapan berdasarkan bahwa ajaran-ajaran agama terdahulu telah tercatat dan untuk kemudian hari dipergunakan sesuai dengan kedatangan rasul baru-Nya. Misalnya puasa, misalnya Nabi Dawud dengan puasa dawudnya, puasa sehari berbuka sehari. qisos (Nabi Musa dengan bentuk hidung dibalas dengan hidung dan sebagainya). Yakni, ajaran agama berdasarkan ketatatan sejarah terdahulu sedang Muhammad saw. sekarang sebagai generasi nabi terakhir tetap melaksanakan dengan syariat yang berbeda.

Qadha: keputusan. Sejumlah hukum baik vertikal maupun horisontal secara utuh dengan menyertakan antara printah dan laranan-Nya: misalnya

- Perintah menyembah Allah, dan dilarang menyekutukannya

- Berbuat baik kepada orangtua

- Berbuat baik terhadap anak yatim dan larangan memakan hartanya Baik *qodho', kurba, forodho,* memberikan pengertian tuntutan dari Sang Khalik kepada manusia untuk menerima sepenuh hati agar menjadi *mutogiin, musimuun.* Dan kata *qodha* menurut surat Al-Ahzab memberi

muroqua, musimuun. Dan kata quunu mendutu suki za-akaasi menderi pengertian tidak menghendaki adanya pilihan (*khiyarah*), ketika perkara diputuskan oleh Allah dan rasul-Nya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 36) الشَّيْ أَفْرِضَهُ فَرَضَا وَفُرَضَهُهُ , berarti aku mewajibkannya. Al-fardhu juga berarti at-tauqiit (ketentuan waktunya), dan setiap yang diwajibkan dengan ketentuan waktunya disebut الْمَفْرُوْضُ <sup>1</sup>

Adapun firman-Nya, إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقْرَاءِ (الْغَارِمِينَ وَقِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَقِي وَالْسَاكِينِ وَالْغَارِمِينَ وَقِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَقِي (Q.S. At-Taubah [9]: 60) Maka, Fariidhatan minallaah maksudnya ialah Allah mewajibkan hal itu secara mutlak, tanpa seorang pun yang ikut serta dalam mewajibkannya. Yakni, sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, berupa mengeluarkan zakat terhadap orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan ibnu sabil. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Begitu pula firman-Nya: فَرَيْضَةُ مِنَ اللَّه, dimuat berkenaan dengan pembagian harta warisan sebagai suatu ketetapan dari Allah Swt. Arti selengkapnya berbunyi: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sudah dibayar utangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 11)

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 140.



<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 7 hlm. 202 maddah هـ رخي

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Begitu juga نَصْرِيَّا : Yang ditetapkan. Seperti firman-Nya, نَصْرِيَّا الْمُرْوَطَة : Bagian yang telah ditentukan. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 7) Yakni, bagian yang berkenaan dengan hukum waris. Arti selengkapnya, berbunyi: Bagi orang-orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 7)

Pada ayat yang lain dinyatakan: رُبِينِا عَلَيْوُومَا berkenaan dengan izin setan dari Allah dalam menyesatkan para hamba-Nya. Dan salah satu bentuk amalan yang berhasil setan lakukan, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya: dan setan itu berkata: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan saya benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telingan binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan saya suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya...." (Q.S. An-Nisaa' [4]: 118-119)

Sedang firman-Nya, وَقَدَ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَيْضَافَّ ، (Q.S. Al-Bagarah [2]: 237) Maka, alfariidhah maksudnya iatah mahar, maskawin. الم

# (فَارِضٌ) Faaridhun

Firman-Ñya, نَفَرَةُ لاَ فَارِضٌ: Sapi betina yang tidak tua. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 68)

#### Keterangan

Dikatakan bahwa بَقْرَةٌ فَارَمِنٌ ialah sapi yang tua, jamaknya فَوَارِضٌ Penggalan ayat tersebut merupakan salah satu jawaban Nabi Musa a.s. berkenaan dengan permintaan yang diajukan oleh bani Isra'il tentang jenis sapi yang diminta. Dikatakan, نَعْدُنْ نَعْمٌ فَارِضُ ini adalah binatang yang berani. Ibnu Arabi membenarkan makna itu. Dia mengatakan berbentuk mudzakkar disebabkan ia bermakna jamak dan berbentuk mu'annats disebabkan ia bermakna jamak dan berbentuk mu'annats disebabkan ia bermakna jamak jamak dan berbentuk mu'annats

# (فَرَطُ) Faratha

Firman-Nya, وَالْوَا يَاحَسُرَتُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا artinya: "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu!" (Q.S. Al-An'aam [6]: 31)

Keterangan

Dikatakan bahwa الثفريط adalah mengurangi bagian orang yang mempunyai kesanggupan. Asal katanya adalah al-farthu, artinya "pacu". Dari asal kata ini muncul pula kata الفَرِطُ وَالْفَرَطُ "memacu para musafir untuk menyiapkan air bagi mereka". أ

Maksud ayat tersebut, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah dan terus-menerus melakukan pendustaan hingga ajal menemuinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak melakukan persiapan diri dalam menyambut kedatangan hari Kiamat.<sup>21</sup>

Firman-Nya, قَالاَ رُبُنَا إِنْنَا نِفَافُ أَنْ يَفْرَطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ Berkatalah mereka berdua: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas". (Q.S. Thaaha [20]: 45)

Yakni, *Yafruthu* dalam ayat tersebut maksudnya ialah segera menyiksa. Dari perkataan orang-orang: فرش فرط yang berarti kuda pacu.<sup>37</sup>

وَلا يُطِعُ مِنْ أَغُفَلُنَا قَلْبَهُ عِنْ وَكُرِنَا وَالْبِعِ مَوْاهُ (Q.S. Al-Qashahs [28]) Maka, Furuthan berarti nadaman (menyesal). أو كان أَفْرُهُ فُوْمِلًا batas dan sia-sia (hampa). أو المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافق

Firman-Nya, وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ فِي يُوسُفَ (Q.S. Yusuf [12]: 80) Maka, Farrathtum maksudnya ialah mengabaikan urusan Yusuf, dan tidak memelihara pesan ayah kalian tentang dia.61

Firman-Nya, لَا خِرَمْ أَنْ لَيُمْ النَّارُواَنَّهُمْ مَفْرَطُونَ (Q.S. An-Nahl [16]: 62) Maka, Mufrathuun maksudnya ialah mereka disegerakan dan didahulukan kepadanya (neraka), dari perkataan mereka, اَفْرَطَهُ, berarti kamu mendahulukannya. Orang yang terlebih dahulu datang ke air untuk memperbaiki tambang dan tali disebut farith atau farath. <sup>71</sup>

<sup>1.</sup> Ibid, jilld 1 juz 2 hlm 196.

فارس Manzhur, Op. Cit., jilid 7 hlm. 204 maddah فارس

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, julid 5 juz 14 hlm. 101.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 104.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz. 7 hlm. 106.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 112.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 158.

S. Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 391.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jılıd 5 juz 13 hlm 25

<sup>7.</sup> Ibid, jilid S juz 14 hlm. 98.

# ----**-**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## Far'un (فَرَعٌ): Cabang

Firman-Nya, وَفَرْعُهَا فِي السُمَاءِ ...dan cabangnya (menjulang) ke langit. (Q.S. Ibrahim [14]: 24)

## (فَرَغُ) Faragha

Firman-Nya, اَءَاتُونِي أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرا Berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atas besi panas ini. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 96)

#### Keterangan

Az-Zujaj mengatakan, bahwa أَلْفَنَ menurut bahasa mempunyai dua makna, yakni; Pertama, selesai dari kesibukan, seperti firman-Nya, افَرَفَتْ فَانَصَبَ Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain. (Q.S. Alam Nasyrah [94]: 7); kedua, berkehendak dan menuju sesuatu, sebagaimana arti yang ada di sini. "

Adapun firman-Nya, سَنَفَرُغُ لَكُمْ Kami akan memperhatikan sepenuhnya.... (Q.S. Ar-Rahman [55]: 31)

Menurut Imam Al-Maraghi, شَنْعُ لَكُمْ, adalah Kami akan memusatkan perhatian untuk menghisab kamu dan memberi balasan kepadamu pada hari kiamat. Maksudnya, Allah akan mengadakan pembalasan dan menghukum terhadap manusia dan jin.<sup>21</sup>

Firman-Nya, رَبُنًا أَفْرَغَ عَلَيْنًا صَبْرًا وَنَوْفَنًا مُسْلِمِينَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 126) Maka, Afrigh 'alaina ialah limpahkanlah kepada kami kesabaran yang tercurah, bagaikan curahan air dari bijana. <sup>11</sup>

Firman-Nya, وَأَصْنَحَ فُوادَ أَمْ مُوسَى فَارِغًا إِنْ (Q.S. Al-Qashash [28]: 10) Maka, faarighan; kosong dari pikiran karena dicekam ketakutan dan kebingungan ketika mendengar bahwa Musa jatuh ke tangan musuhnya. Ungkapan tersebut seperti firman Allah, وَافْسَنَعُمْ مِواءٌ "Hati mereka bengong". (Q.S. Ibrahim [14]: 43) Yakni, kosong tidak berakal. Begitu juga yang tertera di dalam firman-Nya, قَارِعُ مُوسَى فَارِعًا Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. (Q.S. Al-Qashash [28]: 10)

## (فَرَقَ) Faraqa

Firman-Nya, الْبُنِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِينِهَا . Orangorang yang memecah belah agama mereka. (Q.S. Al-An'aam [6]: 159) (Q.S. Ar-Ruum [30]: 32)

#### Keterangan

Farraquu diinahum dalam ayat tersebut maksudnya ialah mereka berselisih mengenai apa yang mereka sembah sesuai dengan perbedaan keinginan hawa nafsu mereka. العامة المعالمة ومنا تقرقوا إلا من بَعْب من بَعْب المعالمة ( كان المعالمة على المعالمة على المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعال

Firman-Nya, فَالْفَارِقَاتِ فَرَقَا: dan (malaikatmalaikat) membedakan (antara yang haq dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 4)

Maka, fal-faariqaati farqaa ialah yang memisahkan yang haq dan yang batil.<sup>21</sup> Sedangkan firman-Nya, مَنْكُمْ وَلَكِهُمْ هُوْمٌ بِفُرْقُونَ وَلَا لَكُمْ اللّهِ إِنْهُمْ لَلْكُمْ وَلَا لَمْ وَلَا لَمْ (Q.S. At-Taubah [9]: 56) Maka, al-faraqu adalah ketakutan yang amat sangat yang memisahkan hati dan pikirannya.<sup>21</sup> Begitu juga غَوْرَةً وَلَا Perpisahan. Seperti firman-Nya, هَنْنَا قِرْاقُ Perpisahan. Seperti firman-nya. الْجُواقُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُو الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ال

Adapun فَرِيقَ artinya kelompok, golongan. Sedang, tabiat bagi suatu kelompok orangorang mengetahui sifat-sifat Muhammad di dalam Taurat, dinyatakan, وَفَدُ كَانَ فَرِيقَ مِنْهُمْ يَسْمُعُونَ اللّهِ ثُمْ يُحرِفُونَهُ مِن بَعْدِ مِنا عَقْلُوهُ Segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah kemudian mengubahnya setelah mereka memahaminya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 75)

Sedangkan الْفَرِقَيْنِ artinya dua golongan. Seperti firman-Nya, نَفَأَيُّ الْفُرِهَيْنِ اَحَقُ بِالْأَمْنِ. ...Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamaman (dari malapetaka),.. (Q.S. Al-An'aam [6]: 81)

adalah masdar dari نَفْرِنَطْ adalah masdar dari بَفُرِنَطْ , yakni memecah belah. Dan penyebutan dalam bentuk

<sup>3.</sup> Ibid, plid 4 juz 10 hlm. 138.



<sup>1</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 117.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 film, 117.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 3 juz 9 hlm. 33.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 36.

<sup>1</sup> Ibid, plid 7 juz 21 hlm. 45.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 178

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

masdar berarti penegasan, seperti firman-Nya, وَتُفْرِهُا يَنِّ الْأَرْمِينِ: Dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. (Q.S. At-Taubah [9]: 107)

Sedangkan مُنْمُوْفَةُ: Berlain-lain. Sebagai-mana perkataan Ya'qub terhadap anak-anaknya, dinyatakan, الْمُ تَدَخُلُوا مِنْ أَبُوَابٍ مُتَقَرِّقَةٍ Janganlah kamu masuk dari satu gerbang dan masuklah ke pintu gerbang yang berlain-lain. (Q.S. Yusuf [12]: 67)

Begitu juga firman-Nya, وَأَرِبَكِ مُنْفُوفُونَ خَيْرُامُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفُهُارُ: Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan yang berbagai macam ataukah Allah yang Maha Esa. (Q.S. Yusuf [12]: 39)

## (فَارِمِينَ) Farihiin

Firman-Ńya, وَنَنْجِنُونَ مِن الْجِبَالِ بَيُونًا فَارِهِينَ Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 149)

#### Keterangan

Al-Farah adalah semangat dan kesenangan yang mendalam. <sup>11</sup> Farihiin berarti marihiin (yang menyenangkan). Ada pula yang mengatakan farihiin berarti hadaziqiin (mahir, pandai, cakap). <sup>21</sup>

## (فُرِبًا) Fariyyan

Firman-Nya, الْفَدَ جِنْبَ هَلِيَّا فَرِنَا Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar. (Q.S. Maryam [19]: 27)

#### Keterangan

Kelahiran Isa a.s. tanpa bapak disebut syai'an fariyyan, sesuatu yang tak masuk akal (munkar), sekaligus sesuatu yang luar biasa.

### (فَ Fazza (فَ)

Firman-Nya, وَاسْتَفْيَرُ مَنِ اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكُ Dan hasungtah siapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan ajakanmu. (Q.S. Al-Israa' [17]: 64)

#### Keterangan

Istafizzu, ialah membuat gelisah. Seperti firman-Nya, وَإِنْ كَادُوا لَيْسَتَعْبُولَكُ مِنْ الْأَرْضِ nya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri (Mekah) ini. (Q.S. Al-Israa' [17]: 76)

Firman-Nya, فَأَرَادُ أَنُ يَسْتَقِرُهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغَرَقْنَاهُ (Q.5. Al-Israa' [17]: 103) Maka, Yastafizzuhum maksudnya ialah mengusir mereka dengan cara melakukan pembunuhan atau memusnahkan mereka dari dalam negeri. أ

# (فَزَعُ) Faza'a

Firman-Nya, حَيَّ إِذَا فَيْزَعَ عَنْ فَلُوبِهِمْ . Sehingga bila telah hilang ketakutan dari mereka. (Q.S. Saba' [34]: 23)

### Keterangan

Al-faz'u ialah hilangnya kesadaran, terkejut. Seperti firman-Nya, وَهُمْ مِنْ فَرْعٍ يَوْمَنِهِ Sedang sebagian mereka itu adalah orangorang yang aman tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. (Q.S. An-Naml [27]: 89)

Sedang, الْفَرَعُ الْاكْتِارُ, maksudnya ialah kedahsyatan hari Kiamat. Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, لا يُعَرِّبُهُمُ الْفِي كُنْتُمْ نُوعَلُونُ Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari Kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu". (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 103)

# (فَسَخَ) Fasa<u>h</u>a

Firman-Nya, إِذَا قِبِلُ لَكُمْ نَفَسُعُوا فِي الْتَجَالِسِ فَافْسَعُوا يَفْسَعُ الْفَسْعُوا فِي اللهِ لَكُمْ الله تَكُمْ: ...Berlapanglapanglah dalam majlis, Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu.... (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 11)

#### Keterangan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 90; Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm, 175.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm 46; lihat juga, Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab fa' hlm. 686.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 102; Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 393

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 393



#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Tafassahuu (نَفَنْعُونَا) dalam ayat tersebut maksudnya ialah berlaku lapanglah antara satu dengan sebagian di dalam majlis! ( tawassa'u filmajlis wal-yasfah ba'dhakum 'an ba'dhin). Dan ucapan mereka: الفَسْعُ عَنِي yakni mendorongnya supaya berjalan. Dikatakan, الْفَسْعُ عَنِي Negeri yang luas, dan, نَفْرَةُ فَسِعةٌ Keuntungan yang melimpah. Maksudnya, "keleluasaan". المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال

lmam Al-Qurtubi mengatakan: فَسَحَ - يَفْسَحَ seperti mana'a - yamna'u, yakni wasa'a fil-majlis (lapang dalam majlis), dan fasuha -yafsuhu seperti کَرَمْ بِعُرُمْ), yakni menjadikannya luas(shaara waasi'an). Di antaranya adalah Makaanun fasiih (tempat yang luas).

#### (فَسَدَ) Fasada

Firman-Nya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنْمًا Dan bila dikatakan kepada mereka: نَعَنْ مُصَلِحُونَ Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 11)

Keterangan

Al-fasaad adalah sesuatu yang melewati batas kewajaran. Lawan katanya shalaah, "kebajikan". Terhadap ayat tersebut di atas, maka al-fasaadu fil-ardhi, berarti meledaknya peperangan dan berkembangnya fitrah yang mengakibatkan merosotnya kehidupan dan timbulnya dekandensi akhlak. Juga tersiarnya kebodohan, tidak adanya pemikiran yang benar. Dikatakan di dalam bahasa Arab مُوْنُ سَمَيْنُة, berarti "jelek tenunannya". Jadi, مُوْنُ سَمَيْنُة, berarti "akal bodoh". الله المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية ا

imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hakekat *al-fasaad* ialah keluar dari jalan yang lurus dan kembali untuk menentangnya. Dikatakan: السَّمْنَ فَسَادَا وَ فَسُوْدًا وَهُوْ فَاسِدٌ وَ فَسِيْدٌ.

Adapun الْمُفْسِدُون ialah orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam beberapa ayat, sifat-sifat mereka itu (الْمُفْسِدُون), antara lain: 1) orang-orang kafir, yakni mereka yang sukar diharapkan keimanannya; yang demikian itu karena Allah telah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan mereka; mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal hakekatnya tidak beriman, yang berarti telah menipu Allah, yang demikian itu karena adanya penyakit di hati mereka. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 5-12); 2) Orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Di antaranya, kelompok yang mendustakan kisah Isa a.s. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 61, 63); 3) Orang-orang Yahudi. Sebagaimana firman-Nya: Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orangorang yang membuat kerusakan. (Q.S. Al-Maaidah [5]: 64); 4) Fir'aun dan para pemukanya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 85, 102)

## (فَسَقَ) Fasaqa

Firman-Nya, إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (Q.S. Al-Munaafiquun [63]: 6)

Keterangan

Maksud faasiq, dalam ayat tersebut adalah tertutupnya pintu ampunan dari Allah meski dimintakan ampunan ataupun tidak.

Al-Faasiqu adalah al-khaariju min huduudisy-syar'i (orang yang keluar dari batas-batas syara'). Dan itulah makna asal yang terambil dari tempat yang menunjukkan makna keluar. Dan diambil juga dari perkataan mereka, الرَحْقَيْة فَمُقَمْمِهِمْ, apabila ia (biji) telah keluar dari kulitnya. Sedangkan seseorang dinamakan fasiq karena ia telah keluar dari ketaatan. أ

Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 231; Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 394.



ف س ح , Mu<u>h</u>taarush-Shi<u>hh</u>aah, hlm. 503 maddah

<sup>2.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 537.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid I juz 1 hlm. 52, Mu'jam Mufradot Alfaazhii Qur'an, hlm 393.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 141.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapun di antara perbuatan yang termasuk fasiq, di antaranya ialah:

1) Orang munafik laki-laki dan perempuan, seperti dinyatakan di dalam surat At-Taubah: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian adalah sama, mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. (ayat ke-67); Mereka (Orang-orang munafik itu) bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka mengucapkan perkataan yang telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya.... (ayat ke-74); Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami akan termasuk orang-orang yang saleh (ayat ke-75); Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (ayat ke-76) Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta. (ayat ke-77).

Dan sifat-sifat mereka itu menjadi ketetapan tertutupnya pintu ampunan, sebagaimana firman-Nya: (Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orangorang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak

kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun bagi mereka. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. (ayat ke-79-80)

2) Yakni, mereka yang berpaling dari perjanjian yang telah diikrarkan kepadanya, berupa datangnya kitab dan hikmah, serta datangnya seorang rasul.(Q.S. Ali Imran [3]: 81, 82)

Dan dinyatakan fasiq merupakan sebutan yang seburuk-buruknya, sebagaimana dinyatakan, بَيْسَ الإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ Seburuk buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah beriman. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 11)

## (فَصَحَ) Fasha<u>h</u>a

Firman-Nya, وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحْ مِثِي لِسَانًا . Dan saudaraku, Harun dia lebih fasih lidahnya darf padaku, (Q.S. Al-Qashash [28]: 34)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib *al-fash<u>h</u>u* ialah membersihkan sesuatu dari yang menyerupainya, yang asalnya berkaitan dengan susu. Dikatakan: فَصْغَ الْلَيْنَ وَأَفْصَعَ فَهُوَ مُفْصِعٌ وَفَصِيعٌ , apabila tidak ada buihnya.<sup>11</sup>

## (فَصَلَ Fashala (فَصَلَ

Fírman-Nya, وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al-Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 52)

Keterangan

Al-Fashlu ialah menjelaskan satu dari dua perkara sehingga di antara keduanya terdapat celah.<sup>2]</sup> Di dalam Mu'jam dijelaskan Fashshsala maknanya at-tafsiir wa at-tabyiin, "rinci dan terbantahkan",<sup>3]</sup> Yakni merinci dengan jelas

<sup>3</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab fo hlm. 668.



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 394.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 395.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang terkandung di dalamnya; sebagai kitab yang berbahasa Arab sesuai dengan bahasa mereka (masyarakat Arab). Atau fashshalna berarti memisah-misahkan, sedikitpun tidak ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Oleh karena itu Allah dengan tegas menyatakan pada ayat tersebut, فَمَنْنَاهُ عَلَى عِلْم Yakni ayatayatnya jelas dan di dalamnya tidak ada yang dipertentangkan, sesuai dengan kebutuhan manusia, berupa petunjuk dan rahmat.

Adapun al-faashiliin yang tertera di dalam firman-Nya, وَهُوَخَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ , "Dia-lah yang sebaikbaik Penghukum", adalah kaitannya dengan mereka yang bersegera didatangkannya azab (menantang azab) setelah mereka mendustakan. Namun Allah hanya memberi jawaban kepada Muhammad: بن انفكم لِله , "Hukum dan keputusan menurunkan azab itu hanya di tangan Allah". ا

#### (فَصَمَ) Fashama

Firman-Nya, وَيُوْمِنَ بِاللّٰهِ فَقَدَ اسْتَقْصَلَتُ بِالْغَرْوَةِ الْوَقْقَى dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. (Q.S. Al-Baqarah [2:] 256)

Keterangan

النَّكَسَرُ مِنْ غَيْرِ فَصَلِ yakni بِنَكْسَرُ مِنْ غَيْرِ فَصَلِ (pecah tidak berkeping-keping). Dan بَانِفْصَمُ الْعُرُوةُ berartí بِنَغْلُتُ (menjadi halal). Dan اِنْعَلُتُ (terputus). المُعَلِّدُ (terputus). المُعَلِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## (فَضَّ Fadh-dha

Firman-Nya, فَبِنا رَخْنَةٍ مِنَ اللهَ لِنُتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطُّ Maka disebabkan rahmat غليظ الْفَلْبِ لِانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (Q.S. Ali Imraan [3]: 159)

#### Keterangan

Bunyi ayat بَثَقَطُوا مِنْ حَوْلِك, yakni mereka bercerai-berai, dan isimnya adalah النَّحَيَّضُ Dikatakan: تَفَضُّضَ الشَّيّْة, memporak-porandakan sesuatu. Al-Fadhdhu adalah perpecahan yang terjadi pada anda dari suatu kelompok kalangan manusia setelah berkumpul.<sup>11</sup> Atau Al-fadhdhu berarti memecahkan sesuatu dan memisahkannya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Seperti pisahan yang ada di akhir kitab, yang darinya dipinjam untuk arti kaum yang bercerai berai. Sedangkan kata أنفضة secara khusus berkenaan dengan barang berharga (perak).<sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, وَإِذَا رَأُوا بِخِارَةً أَوْ لُهُوَا انْفَضُوا Dan apabila mereka metihat: إِلَيْهَا وَتُرْكُوكَ قَائِمًا perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 11)

#### (فَضَا) Fadhaa

Firman-Nya, إِنْ مَعْضَكُمْ إِلَى Firman-Nya, يَغْضِ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suamiistri. (Q.S. An-Nisa' [4]: 21)

Keterangan

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa menurut Al-Farra' الإفضاء adalah seorang suami menjadi halal mencampuri istrinya meski belum bersatu. Ibnu Abbas, Mujahid dan As-Suday mengatakan bahwa الإفضاء (dalam ayat tersebut adalah الإفضاء (bersetubuh). Dan asal menurut lughat ialah المُخالفة (kacau", dikatakan terhadap sesuatu yang kacau dengan الأَ أَمِرُا عَلَيْهِمُ مُغْلَيْهُمُ (mereka dalam keadaan kacau balau karena tidak ada amirnya).

## (ٱلْفِضَةُ) Af-Fidh-dhah

Af-Fidh-dhah (اللهضية). Baca Fadhdha.

## (فَضَلَ) Fadhala

Firman-Nya, الْفَصْلَ بِنِيا اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ بِشَاءُ Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya." (Q.S. Ati-Imraan [3]: 73)

#### Keterangan



Saya kutipkan secara ringkas dari Tafsir Al-Furqun, catatan kaki no. 803-804 him. 259.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab fo' hlm. 692.

<sup>1.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 7 hlm. 207 maddah مدض ض

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 539.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Menurut Ar-Raghib, المُضان adalah tambahan dari sesuatu yang terbatas. Kata al-fadhi (dengan difathahkan fo'-nya) dipergunakan untuk sesuatu yang terpuji, sedang الفطن (dengan dhammah fo'nya) untuk sesuatu yang tercela, buruk. 11 Dan menurut ayat tersebut al-fadhl, "karunia". "kelebihan", "nikmat" adalah milik Allah. Kelebihan diberikan kepada siapa saja yang dkehendaki dari para hamba-Nya: أَنْ يُتَوَلُّ اللَّهُ مِن .(Q.S. Al-Bagarah [2]: 90) فَصْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Selanjutnya, kata fodhi diungkapkan dengan biyadillah, artinya fadhi tak dapat pikirkan, tak dapat dirasionalkan dan tak dapat diusahakan meraihnya. Namun semata-mata kekuasaan Allah yang diberikan kepada siapa saja, secara khusus kepada yang dipilih di antara para hamba-Nya.

Kata fadhi secara umum adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk tiap-tiap diri dan suku bangsa. Kata fadhi dalam penyebutan di beberapa ayat mengenai dua hal yang berbeda: fadhi yang bergerak dalam lapangan kebajikan, dan fadhi yang bergerak dalam lapangan keburukan.

Fadhl yang bergerak di dalam lapangan keburukan misalnya kelebihan yang diberikan kepada bani Isra'il, dengannya mereka kufur: ينبي الذي الفعلي الذي الفعلي الذي الفعلي الذي الفعلي الذي الفعلي الذي الفعلي (Q.S. Al-Baqarah [2]: 47).

Fadhl di dalam kebaikan adalah kelebihan diberikan kepada para nabi berupa mukjizat, di antaranya dapat berbicara tangsung dengan Allah Swt., Musa a.s.; fadhl berupa derajat, misalnya yang diberikan kepada Isa Ibnu Maryam yang dikuatkan dengan ruhul Qudus, sebagaimana bunyi ayat: مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَضَيْمُ مُرْجَالًا وَمَالَيْنَا عِنْ مَنْ مَنْ الْبَيْنَاتِ وَالْمُنْانَ بِرُوحِ الْفَانِينِ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَالَقَتْلُنَا الْذِينَ مِن يَعْدِهِم مِن يعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلُفُوا فَيئِهُم مُنْ عَامِنُ وَمِيْهُمْ مُن كَفُرَ وَلُوْشًاءَ اللهُ مَالْفَتْلُوا وَلَكِنْ اخْتَلُفُوا فَيئِهُم مُنْ كَفُرُ وَلُوْشًاءَ اللهُ مَالْفَتْلُوا وَلَكِنْ اخْتَلُفُوا فَيئِهُم مُنْ كَفُرُ وَلُوْشًاءَ اللهُ مَالْفَتْلُوا وَلَكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكِنْ اخْتَلُفُوا فِلْكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكِنْ اخْتَلُفُوا فِلْكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكِنْ اخْتَلُفُوا فَلِكُنْ الْفَيْقُولُ [2]. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 253)

Begitu juga fadhi yang bergerak di dalam kebajikan, yang secara umum ditujukan kepada orang-orang yang berkibiat dengan kitabullah, yang mendirikan salat, berinfak secara tersembunyi dan terang-terangan, seperti bunyi ayat: إِنْ يَتْلُونَ كِتْنَابِ اللهِ وَأَفْامُوا الصَلاةَ وَأَنْفُوا مِمْا زِرْقْنَاهُم سِرًّا وَعَلَابُهُ

يُرَجُونَ بَجَارَةً لَن تَبُورَ (٢٩) لِيُوفَيْهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدُهُم مَن فَصَلِهِ إِنَّهُ (Q.S. Fathir [35]: 29-30) غَفُورٌ شَكُورٌ

Menurut Abu Sa'id Al-Khudri makna ففنان الله adalah القران dan yakni, kami berikan Al-Qur'an itu kepada ahlinya. Kata fadhl mempunyai dua makna, yakni fadhl yang pada dirinya sendiri; dan fadhl, "kelebihan", yakni sesuatu yang meminta jatahuntuk ditempati. Seperti airhujan yang turun ke bumi yang dengannya menumbuhkan tumbuhtumbuhan. Yakni, air hujan membutuhkan bumi untuk menampungnya lalu disebarkan kelebihan (fadhl)nya kepada tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan pertumbuhannya."

Kata fadhl kerap diiringi dengan kata rahmah. Di antaranya: وَاعْلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُول اللهِ لَوْيُطَعْمُ وَالْكِمُ اللهُ فَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزَيْنَهُ فِي فَلُوبِكُمْ وَاكْمُنُ اللهُ خَبْتِ الْإِيمَانُ وَزَيْنَهُ فِي فَلُوبِكُمْ وَكُرُهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ رَلِيمَانُ وَلَيْنَهُ فِي فَلُوبِكُمْ الْكُفُرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْبَانُ أَوْلَئِكُمُ الْإِيمَانُ وَلَا الرَّاشِدُونَ (٧) فَصَلَا وَكُرُهُ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعَصْبَانُ أَوْلَئِكُ مِنْ اللهِ وَيَعْمَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (Q.S. Al-Hujurat [49]: 8) Ungkapan مُصَلَّا مِنَ الله وَرَحْمَتُهُ وَاللهُ عليمٌ حَكِيمٌ (Alahi hasw. sebagai pembimbing; 2) dihilangkannya kekufuran, kefasikan, dan pembangkangan dalam sikap perbuatan; dan 3) dihiaskannya iman di dalam hati.

## (فِطْرَةٌ) Fithrah

Firman-Nya, فَأَقِمُ وَجَهِكَ لِلْكِيْنِ حَنِيْفًا قِطَرَتَ الله Maka أَنَّيَ فَطَرُ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيْنَ لِخُلَقِ اللهِ ذِينَ الْقَيْمَ hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (Q.5. Ruum [30]: 30)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa بُفَرَ هَهُ الْعَلَقِ ialah menjadikannya sesuatu dan menciptakannya dengan cara meneteskan (mutarasysyihah) terhadap berbagai perbuatan. Sedang بَطْرَاهُ , adalah sesuatu yang terpendam (tersembunyi) dari kekuatannya dalam menggapai keimanan.<sup>2</sup>1

<sup>1.</sup> Ibnul Qayyim, Tofsir Al-Qoyyim, him. 307.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 396; sebagai perbandingan penjelasan tentang kata fithrah, ada benarnya saya ketengahkan penjelasan Ary Ginanyar dalam bukunya, ESQ, bahwa fitrah dapat diterjemahkaan dengan God-Spot (hati nuani) Dan di antara factor-faktor yang menghalangi Godspot, "radar han", adalah; 1) prasangka; 2) prinsip-prinsip hidup; 3) pengalaman; 4) kepentingan dan prioritas; 5) sudut pandang; 6) pembanding; dan 7) literaturi. Lihat, Agustian, Ary Ginanyar, ESQ (Emotional Spiritual Quotient), penerbit Agro 2001, Jakarta, hlm. 12

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 395

## ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Pengertian fitrah dapat dijelaskan berdasarkan sejumlah ayat sebagai berikut:

- Ajakan kembali kepada memikirkan diri, berupa afala ta'qiluun, afala tatafakkaruun, afala tubshiruun (tidakkah kamu berpikir, merenung, dan memperhatikan), sebagai istifham inkariy, yakni Allah tidak percaya bahwa manusia telah melakukan perenungan, berpikir dan memperhatikan dirinya.
- Mengesakan Allah, karena fitrah tidak menghendaki adanya dua Tuhan. (Q.S. Yasin [36]: 22-24)
- Beragama dengan lurus, tidak menjadi pemecah belah agama. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 30-32)
- Tidak meminta upah dalam berdakwah, menyeru ke jalan Allah, sebagai mana yang dilakukan oleh para nabi, di antaranya Hud a.s. (Q.S. Hud [11]: 50, 52)

Dan di antara bentuk fitrah adalah mengharapkan bimbingan. Seperti dinyatakan: Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk (Q.S. Thaaha [20]: 50) Yakni, manusia, sebagaimana makhluk lainnya mempunyai tujuan dan membutuhkan bimbingan agar sampai pada tujuannya. Dan bimbingan tersebut merupakan fitrah yang akan menjelaskan dirinya kepada tujuan hidupnya. Dan menurut tafsirannya, ialah memberikan akal, instink (naluri) dan kodrat alamiah untuk kelanjutan hidupnya masing-masing. 11

Faathir (فاطن) adalah Yang Mandiri Menciptakannya dan Yang Memulainya (yakni, Allah Swt.). Dialah yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada contohnya (al-ibtidaa' wal ikhtiraa'). Misalnya: فالأرض فاطر الشفوات Yang Menciptakan langit dan bumi. (Q.S. Asy-Syura [42]: 11)

## (فَظُ) Fazh-zha

فَينا رَحْبَةِ مِنَ اللهِ لِثَتَ لَيُمْ وَلَوْ كُنْتُ فَظًا ,Fîrman-Nya Maka disebabkan rahmat :غَلِيطَ الْفُلُبِ لِاتَّفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ Maka disebabkan rahmat طائعة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الم

1. Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 925 hlm 481.

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (Q.S. Ali Imraan [3]: 159)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-fazhzhu adalah alkariyyatul-khalqi (berperangai kasar). Terambil dari kata al-fazhzha yakni maa-ul-karsyi (air di dalam bejana) yang tidak disukai (al-makruuh) untuk meminumnya dan tidak didapatinya melainkan secara terpaksa. <sup>1)</sup>

## (فَعَلَ) Fa'ala

Firman-Nya, وَلاَ تَقُولُنُ لِعَنَى إِلَى قَاعِلُ ذَلِكَ عَنَا Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 23)

Keterangan

Yang dimaksud dengan al-fi'lu dalam ayat tersebut ialah ucapan yang dikeluarkan.<sup>2</sup>

Sedangkan redaksi ayat yang berbunyi: بَنُ رَبِّكَ فَعَالَ لَا يُرِيدُ bahwasanya Tuhanmu benarbenar pakar melakukan apa yang dikehendaki. Kata قال شعبة menunjukkan makna lil-mubalaghah, "benar-benar". Yakni Allah berbuat menurut kehendak-Nya membagi manusia dalam kategori شعبة (selamat) dan شعبة (sengsara). Sebagaimana tertera di dalam firman-Nya, شقبة المتعاقبة فقي النار تَهَمْ فيها وَقَدْ فَعَيْ النَّارِ لَهُمْ فَيهَا وَقَدْ وَالْأَرْضُ الْأَمَاشَاءُ رَبُكَ فَعَالًا لِكَاشَاءُ رَبُكَ فَعَالًا لِكَامُ الْمُعَالِقِينَ شَعِمُوا فَعَي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا وَقِيرُ وَلِنَّ فَعَالًا لِلْهُ مَا اللَّذِينَ شَعِمُوا فَعِي الْجَمْةُ خالِينِينَ وَلِمُ الْمُعَالَّا لِلْهُ يَالِمُ لَلْهُ اللَّهِ وَالْمُعَالَّا لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ خَالِينِينَ شَعِمُوا فَعِي الْجَمْةُ خالِينِينَ وَلِيكُ (كَامَةُ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لِكُنُونَ الْأَمْاشَاءُ رَبُكُ عَطَاءُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لِكَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِكَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيْكُولُونُ وَلِكُونُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ,Sedangkan firmanNya -Q.S. Al فَانْقُوا النَّارَ الْتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ Bagarah [2]: 23-24)

المه An-Nasafi menjelaskan bahwa إله pada ayat tersebut bermakna المثلة (menunjukkan adanya keragu-raguan), berbeda dengan المثلة yang menunjukkan makna wajib. Sedangkan diungkapkan dengan menggunakan kata المنت mencakup berbagai jenis usaha dan perbuatan. Menurut Al-Khalil huruf عنا asalnya الان selanjutnya, menurut Al-Farra' huruf ع diganti alifnya dengan nun (menjadi

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab fa' hlm. 694-694.

<sup>3.</sup> Fathul Qadiir, jilid 4 hlm. 337.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 396.

<sup>2.</sup> Hosiyatush-Shawiy 'ala Tafsir Jalalam, juz 4 hlm. 18.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(i)). Menurut Imam Syibawaih huruf tersebut (ii) berfungsi meniadakan secara tegas tentang ketidakmampuan suatu usaha terhadap sesuatu di masa yang akan datang. Selanjutnya ungkapan di atas merupakan bukti yang menunjukkan kenabian Muhammad, dan sekaligus keabsahan Al-Qur'an sebagai satu-satunya yang memiliki mukjizat. <sup>1</sup>

## (فَقَدَ) Faqada

Firman-Nya, قَالُوا نَفْقِتُ صُوَاعَ الْكِلِكِ; Penyerupenyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja...." (Q.S. Yusuf [12]: 72)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, *al-faqdu* ialah tidak adanya sesuatu setelah keberadaannya, dan *al-faqdu* lebih khusus dari *al-'adam* (tidak ada). Karena *al-'adamu* (tidak ada) berarti termasuk di dalamnya dan apa yang belum terwujud sesudahnya.<sup>2</sup>

Adapun وَقَفْرَ, berarti memeriksa. Sebagaimana firman-Nya, وَنَفَقْدَ الطَّيْرِ, Dan dia (Sulaiman) memeriksa burung-burung. (Q.S. An-Naml [27]: 20)

## (فَقَرَ) Faqara

Firman-Nya, بَلْنُفَوْاءِ النَّهَاجِرِينَ Orang fakir yang berhijrah. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 8)

Keterangan

Yakni, termasuk kelompok yang berhak mendapatkan harta rampasan (fa'i). Fuqaraa', para fakir adalah di antara kelompok yang berhak mendapatkan pembagian zakat. Dan Al-faqiir ialah orang yang mempunyai harta sedikit, tidak mencapai nisab (kurang dari 12 pound). <sup>3</sup> Lihat, surat At-Taubah [9]: 60.

Adapun نَافِرَةُ Malapetaka yang dahsyat (ad-Bahiyah). Sebagaimana firman-Nya, نَطْنُ أَنْ يُفْعَلُ Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 25) Yakni, berat dan besar, sehingga meremukkan tulang-tulang.<sup>1)</sup>

## (فَاقِعٌ) Faaqi'un

Faaqi'un: Kuning tua. Sebagaimana firman-Nya, نفخ لؤنا: (Sapi) yang kuning tua warnanya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 69) Baca Faaridhun, Shafraa'.

## (فَقُهُ) Fagaha

Firman-Nya, وَمَاكَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْهِرُوا كَافَةُ فَلْوَلاْ نَفْرَ مِن Firman-Nya, كُلُّ فِرْفَةُ مِنْهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمُ كُلُّ فِرْقَةٍ مِهُمْ مَالْتِفَةٌ لِيَتْمَعْمُوا فِي البَينِ وَلِيُتَنِذُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمُ tidak pantas bagi orang mukmin untuk pergi (berperang) semuanya, mengapa tidak ada (kelompok) yang memperdalam pengetahuan agama agar dapat memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada kaumnya agar mereka berhati-hati. (Q.S. At-Taubah [9]: 123)

Keterangan

Al-fiqhu ialah mengetahui dan memahami sesuatu. Menurut Ar-Raghib al-fighu, mencapai pengetahuan abstrak dengan menggunakan pengetahuan konkrit. Kata *al-figh* banyak dipergunakan oleh Al-Qur'an di beberapa tempat untuk arti "pemahaman secara mendetail dan pengetahuan yang mendalam sehingga terwujudlah dampaknya, yaitu mendatangkan manfaat dan melenyapkan sisi yang berbahaya. yang wujud bahayanya berupa kehampaan jiwa. Oleh karenanya tidaklah berlebihan manakala Al-Qur'an menilai dan menempatkan orang kafir maupun orang munafik tidak mencapai figh ini, karena mereka tidak mencapai hakikat yang menjadi tujuan suatu ilmu, akibat kehilangan pemahaman yang mendalam. Sehingga tidak mendapatkan manfaat, meskipun ilmunya sangat mantap di hatinya.21

Sebuah ungkapan menyatakan:

وَلِكُٰنِ شَيْ عِمَادٌ وَعِمَادٌ مَذَّا البَيْنِ ٱلْفِقْهُ "Tiap-tiap sesuatu itu memiliki tiang dan tiang agama (Islam) ini adalah *al-fiqhu.*"

Yakni, munculnya pemahaman secara benar terhadap agama menandakan seseorang lepas dari jerat setan.

<sup>1.</sup> Tafsir An-Nasafi, jilid 1 hlm 35.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op Cit., hlm. 397.

Tofsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 140; Asy-Syaukani menjelaskan bihwa al-fuqoroo' adalah yang membutuhkan kepadanya pada semua perkara agama dan dunia. Fothul Qodiir. jilid 4 hlm. 345.

An-Nukatu wai 'Uyuun 'ala Tafsir Al-Maawordi, jilid 6 him. 157; d: attaranya disebutkan makna lain, yakni al-haloak (kehancuran), demikian menurut As-Suday. Ibid.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 151; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 192.

<sup>2</sup> fbid, jriid 3 juz 9 hlm. 112; Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Selanjutnya, hakekat dari pemahaman agama (al-fighu fid-diin) bahwasanya pemahaman yang berpangkal di dalam hati lalu tampak nyata melalui lisannya (fatwa, pendapat, buah pikirannya), kemudian menumbuhkan amat yang merefleksikan kekhawatiran diri dan rasa takwa (auratsatil khasyah wa at-taqway). Sedangkan mempelajari bab demi bab dari sebuah pengetahuan yang berporoskan mencari materi dunia (money oriented) dan bersikap sembrono (asal-asalan) berarti seseorang telah dinyatakan keluar dari lingkaran martabat keutamaan. Karena al-fighu hanya berjalan di lidah dan tidak meresap di dalam hati sanubarinya. Sahabat Nabi saw., Ali bin Abi Thalib r.a. pernah berpesan: "Yang aku khawatirkan tentang diri kalian adalah kemunafikan karena menjadi ulama lisan."

Terdapat tiga ejaan untuk kata al-fiqhu, bahwasanya فقة, dengan didhammahkan qaf nya berarti إذا صار الفقه وله سجية, "manakala ia menjadi paham dan mempunyai keberanian". Kemudian kata فقة, dengan difathahkan qafnya berarti بذا سبق غيره إلى الفهم, "apabila pemahaman seseorang lebih cepat dari pemahaman orang lain". Dan kata فقة dengan dikasrahkan qafnya berarti paham (فهة). Maksudnya, bahwasanya seseorang yang tidak paham agama adalah upaya kajian agama yang tidak didasari oteh kaidah-kaidah Islam yang dapat menyampaikan kepada persoalan-persoalan secara detail yang menyebabkan seseorang terhalang dari lingkaran kebaikan."

Contoh penggunaaan kata fiqhun, dinyata-kan dengan أَنْ يَفْقَهُوهُ , "mereka tidak dapat memahaminya" adalah: وَمَنْ أَطُلُمُ مَمُنْ ذَكِرْ بِنَائِاتَ رَبِهِ "mereka tidak dapat dah: وَمِنْ أَطُلُمُ مَمُنْ ذَكِرْ بِنَائِاتَ رَبِهِ (إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قَلُوبِهِمْ أَكِفَةُ أَنْ يَفْقَهُوهُ فَاعْرَضِ عَنْهَا وَنِسِي مَاقَاتِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ يَدْعَيْمَ إِنِّى الْهَدِي فَلْنَ يَعْتَوْ إِذَا أَيْدَا لَكُولُهُ أَنْ يَفْقَهُوهُ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 57-58). Yakni, ketidakfahaman mereka disebabkan kezaliman. Dan bentuk kezaliman tersebut di antaranya: 1) berpaling dari ayat-ayat Allah (Al-Quran) dan cuek (enggan beristighfar) dengan dosa-dosa yang pernah diperbuatnya (المُقْرَبِهِمُ أَنْ يَفْتَهُونُ ) tidak tertarik memahami ayat-ayat-Nya (عَنْ عَنْهُ أَنْ يَفْتَهُونُ ) tidak ada usaha mempergunakan telinganya untuk menyimak ayat-ayat Allah (Alah (وَقَى عَافَاتِهِمْ وَقَرَا) }.

## (فَكُرَ) Fakara

Firman-Nya, اَوْلَمْ يَنْفَكُرُوا مَا بِمِمَاحِيِمْ مِنْ جِنْهُ Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 184)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-fikrah ialah kuatnya cara untuk mengetahui terhadap sesuatu yang maklum. Dan tafakkur ialah mengolah kekuatan berpikir sesuai dengan pandangan akal dan hal itu hanya dimiliki oleh manusia, bukan hewan. 11

Secara umum obyek tafakkur adalah ciptaan Allah, di antaranya memikirkan ciptaan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring bahwa ciptaan-Nya bukan sesuatu yang sia-sia. Yang selanjutnya menumbuhkan sikap tidak menyia-nyiakan hidup agar terhindar dari azab neraka: الله المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في المن

Selanjutnya, obyek yang dijadikan tafakkur adalah tentang kejadian masing-masing diri manusia, misalnya, نَوْنَمْ يَتَفَكُّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ Mengapa mereka tidak memikirkan kejadian diri mereka?. Dan tampilan lengkapnya: لَوْنَمْ يَنْفُكُووا فِي أَنفُسِهِم مَاخَلَق اللهُ السَّغَاوات وَالْأَرْضُ وَمَانَيْنَهَمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجْلِ مُسْمَى وَإِنْ كَثِيْرًا مِنْ (Q.S. Ar-Ruum [30]: 8)

## (فَكُّ) Fakkun

Firman-Nya, قَتُرَقَيْةِ: Memerdekakan budak. (Q.S. Al-Balad [90]: 13)

#### Keterangan

Fakkun adalah تَغْنِيْنُ الشَّيْ مِنَ الشَّيْنِ (lepasnya sesuatu dari sesuatu). Dikatakan: نَكْتِ الْخَيْنُ وَ (tali itu terlepas, tawanan itu telah meloloskan diri).<sup>2</sup>

Adapun firman-Nya, وَالْشَرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتَيُّمُ ...dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (Q.5, At-Bayyinah [98]: 1)

Maka, مُفَقَكُّن berarti meninggalkan, menggeser (zaa-iliin). Dikatakan: اِنْهَكُاكُ الشَّيْءِ مِنْ الشَّيْءِ.

Lihat, catatan kaki kitab Tukhfatul Akhwadzi, juz 4 hlm. 455; bab: man yuridillaahu bihi khairon yufaqqihu fid-diin.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 398.

<sup>2.</sup> Shafwootut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 560.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 230.

## ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

Yakni menggesernya setelah kokoh, seperti tulang apabila tergeser dari sendinya. Maknanya mereka tidak bergeser dengan agama yang mereka anut dan tidak mau meninggalkannya sampai datangnya bukti (al-bayyinah). 11 Dan munfakkiina dimaksudkan dengan tidak mau

berhenti terhadap apa saja yang selama ini

## (فَكينَ) Fakihiin

terbiasa mereka takukan.<sup>2</sup>

Firman-Nya, وَإِذَا اتَقَلَبُوا إِلَى أَمْلِهُمُ اتَقَلَبُوا فَكِينَ Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 31)

#### Keterangan

Kata faakihiina dalam ayat tersebut menceritakan keadaan orang-orang berdosa yang mengejek orang-orang mukmin. Sedang, fakihiin maksudnya mereka membanggakan kemusyrikan, kesesatan dan kemaksiatan. <sup>3</sup> Dan menganggap orang-orang mukmin ada dalam kesesatan. <sup>4</sup>

Adapun firman-Nya, إِنَّ أَمِيْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شَغْلِ غَالَيْهُ: Sesungguhnya penghuni surga pada saat itu bersenang-senang dalam kesibukan. (Q.S. Yasin [36]: 55)

Maka, Faakihuun, ialah orang-orang yang berhati rela dan merasakan nikmat. Yakni, kata yang ditujukan kepada penghuni surga. Sebagaimana firman-Nya, نَوْنَعُنَةٍ كَانُوا فِيهَا فَلَكِينَ dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya, (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 27)

## (فَاكِهَةٌ) Faakihatun

Firman-Nya, فَيِمَا فَاكِهَةٌ وَتَعَالٌ وَزَمَانٌ Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 68)

#### Keterangan

Faakihatun artinya buah-buahan. Sedang firman-Nya, بِالْهُوَةُ (Q.S. 'Abasa [80]: 31) Maka, Faakihatun adalah segala macam buah-buahan yang dapat dinikmati. <sup>1</sup>]

## (فَلَحَ) Falaha

Firman-Nya, اَوْلَئِكَ مَٰمُ مَنَى مِنْ رَبِّمْ وَأُولَئِكَ مَٰمُ Hereka itulah yang tetap mendapat :التَّفْلِخُونَ petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 5)

#### Keterangan

Falah yang pengertiannya diambil dari muflihuun, berarti membelah atau memotong. Petani, di dalam bahasa Arab juga dinyatakan sebagai fallaah, dikatakan demikian karena pekerjaannya membelah tanah. Sedang para muflih berarti orang yang berhasil mencapai tujuan setelah melalui upaya dan mencurahkan kemampuan di dalam pencapaiannya. Jadi, ia membuka berbagai kesulitan dan kesusahan yang hampir menjeratnya. <sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, هَذَ أَفَتَعَ الْفُرِمُنُونَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 1) Maka, Aflaha berarti masuk ke dalam keberuntungan; seperti abshara, yang berarti masuk ke dalam kegembiraan. المعالم المعالم berarti masuk ke dalam kegembiraan. المعالم Oleh karenanya, aflaha ialah beruntung mendapatkan apa yang dinginkan. المعالم Sebagaimana firman-Nya, فَأَمْ مُنْمُ انْتُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْنَعَ الْنَوْمَ مَن اسْتَعْلَى Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. (Q.S. Thaaha [20]: 64)

Adapun نَقْبَعُوْنَ artinya orang-orang yang beruntung. Yakni, yang masuk dalam keberuntungan, yang antara lain:

 Orang yang bertaqwa, seperti dinyatakan: Aliif laam miim. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikn salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka

<sup>1.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 274,

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 211.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 125.

<sup>4.</sup> Al-Kaşısyaof, juz 4 hlm. 233; Di dalam Mu'jom dinyatakan: مَنْكُ بِهُ yakni menyesal(tonoddomo). Dan أَنْكُمُ مِنْ الرَّحَالُ berarti heran (toʻojjub). Sedang أَنْسَاكُمُ مِنْ الرَّحَالُ berarti orang yang selalu berlimpah kenikmatan dalam hidupnya {an-na''mul 'alisy} Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab nun hlm

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 9 juz 25 hlm. 125; Al-Fikhu adalah orang yang dipenuhi nikmat (di-mutofokkih wal mutono" m). Qatadah mengatakan bahwa di-fookihuun adalah di-mo'juubuun (orang-orang yang heran). Abu Zaid berkata: خال المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة المعاقبة

<sup>1.</sup> Ringkasan Tafsir Ibnu Katsır, plid 4 hlm. 915.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid l juz 1 hlm. 45; lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 399.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 18.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 123.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



beriman kepada kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 1-5)

- Umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 104)
- Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, yakni yang mengikuti rasul, nabi yang ummi. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 156-157)
- 4) Orang-orang yang mengikuti rasul-Nya, yakni ikut berjihad, dan sebaliknya ialah orang-orang munafik. (Q.S. At-Taubah [9]: 86-88)
- 5) Orang yang berat timbangan kebaikannya di akhirat. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 101-102)
- 6) Orang-orang yang beriman, yang sifat mereka dinyatakan: Sesungguhnya jawaban orangorang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar, dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. An-Nuur [24]: 51)
- Mereka yang menunaikan hak-hak kepada kerabat, kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, semata-mata mencari keridaan Allah. (Q.5. Ar-Ruum [30]: 38)
- Orang-orang yang berbuat baik (al-muhsinuun), yakni mereka yang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. (Q.S. Luqman [31]: 1-5)
- Mereka yang mengutamakan orang-orang yang hijrah (muhajir), karena yang demikian itu berarti terlepas dari jerat sifat kikir. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 9)
- Mereka yang bertakwa kepada Allah Swt. menurut kesanggupannya, dan terhindar dari kikir. (Q.S. At-Taghabuun [64]: 16)
- 11) Al-birr, yakni: a) beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitabkitab, nabi-nabi; b) memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya; c) mendirikan salat, dan menunaikan zakat; d) orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; e) orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 177)

## (اَلْفَلَقُ) Al-Falaq

Firman-Nya, قُلْ أَغُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ: Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh. (Q.S. Al-Falaq [113]: 1)

Keterangan

adalah المثية الفلق Dikatakan bahwa (waktu subuh). <sup>1)</sup> Orang Arab mengatakan: هُوَ artinya ia lebih terang daripada رأيْنَ مِنْ فَلَكِ الصُّبُحِ waktu subuh. Sedangkan al-filqu (dikasrah fa'nya) adalah أَتَدَامِيَةُ وَالْأَمْرُ وَالْعَجِبُ perkara yang mengagungkan, bencana besar), asal katanya adalah فَلَقُتِ الَمْنَى, yakni terbelahnya sesuatu. Maka setiap yang terbelah baik itu kehidupan hewan ataupun kehidupan biji-bijian (nabati) maka ia dinyatakan dengan falaq. Di antaranya, فَائِقُ ٱلإِصْبَاحِ: tersingkapnya pagi hari, yakni ظَيُّ إِذَا ;datangnya fajar. Dzur Rumah mengatakan artinya Falaq itu bilamana ia, مَمَا أَنُولُ عَنْ وَجُهِهِ فُلُقٍّ telah muncul ke permukaan. Maksudnya, waktu Subuh telah menampakkan diri.23 Seperti firman-Sesungguhnya Allah-lah : إِنَّ اللَّهُ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوِي , Nya yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. (Q.S. Al-An'aam [6]: 95); begitu juga, هَائِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا Dia yang menyisingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat. (Q.S. Al-An'aam [6]: 96)

اmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa *al-falqu, al-farqu* dan *al-fatqu* artinya sama, yakni membelah. <sup>3</sup> Begitu juga firman-Nya, أَنْ اضَرِبُ Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 63)

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 3 juz 7 hlm. 196.



<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 235.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 him. 623; Mu'jam Mufradot Alfaaziiil Qur'an, him. 399; Al-Kasysyaaf, juz 4 him. 300.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (أَلْفُلْكُ) Al-Fulku

Firman-Nya, وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيَنِنَا وَوَخَيِنا buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami.... (Q.S. Huud [11]: 37)

Sedangkan, fungsi bahtera tersebut. dijelaskan dalam ayat lain, yang berbunyi: Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, Maka apabila perintah Kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka. Dan janganlah kamu bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Maka apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu. Maka ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim." (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 27)

Menurut Ar-Raghib, al-fulku ialah kapal, perahu (as-safiinah), dan terpakai untuk bentuk mufrad dan jamak.<sup>1</sup>1

#### (فَلَكٌ) Falakun

Firman-Nya, كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Masing-masing dari keduanya (matahari dan bulan) itu beredar di dalam garis edarnya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]:

#### Keterangan

Al-falku, kata bentuk mufrad, dan bentuk jamaknya ialah aflaakun, yaitu segala sesuatu yang beredar.<sup>2)</sup> Yakni, tidak mungkin mendahului satu daru dua benda tersebut, dan keluar dari edarannya. Seperti dinyatakan: Dan tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. Yasin [36]: 40)

## (فُلاتًا) Fulaanan

:يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتُخِذُ فُلانًا خَلِيلًا Firman-Nya, يَاوَيْلَتَى لَيْتُنِي لَمُ أَتُخِذُ فُلانًا خَلِيلًا Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab(ku)? (Q.S. Al-Furqan [25]: 28)

#### Keterangan

Yakni, setan atau orang yang telah menyesatkannya di dunia. Menurut Ar-Raghib, فكن adalah dua kata kinayah tentang manusia, sedang ayat di atas menurut beliau adalah sebagai tanbih (penegasan) bahwa setiap manusia akan menyesali dirinya dari pengaruh teman-temannya karena tidak bisa melepaskan diri dari kebatilannya, laiu mengatakan, "Celakalah aku mengapa dulu mengambil si fulan sebagai teman akrab", yang berarti memberikan isyarat, sebagaimana dinyatakan: "teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa". (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 67)<sup>21</sup>

#### (فَان) Faanin

Firman-Nya, کُنُ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ: Semua yang ada di bumi ini akan binasa. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 26)

#### Keterangan

Di dalam Qamus dinyatakan هَنِي seperti halnya kata رَضَى, yakni غَنِهُ (tiada). Dan اَفْنَاهُ (tua sekali). Sedangkan maksud kullu 'alaiha faanin, maka kata faanin ialah binasa (haalik). Yakni binasanya apa yang ada di atas bumi baik manusia atau hewan dan sesuatu yang wujud adanya dan yang dibikin-Nya (al-maujuud wa al-mashnuu'ah) yang kebanyakan dipergunakan bagi yang berpikir (al-'uqalaa', manusia). Sedangkan yang tersisa dan yang tetap ialah wajhullaah. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa ungkapan wajhuhu (ayat 27), artinya ungkapan yang menunjukkan Zat Allah Swt. adalah perkara yang tetap adanya.

## (فَهُمَ) Fahama

Firman-Nya, فَفَهُمَنَاهَا سُلَبِمَانُ Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 79)

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 399.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilki 6 juz 17 hlm. 23; Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 400.

Depag, Al-Qur'on dan Terjemahannya, catatan kaki, no. 1066 hlm.

<sup>2</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 400.

ق ي 3. Tartib Qamus Al-Muhiith, juz 3-bab fo hlm. 529 maddah

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Muniir, juz 27 hlm 208; At-Tashiil b-'Uluumit-Tanziil, juz 2 hlm. 394.

<sup>5.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 5 hlm 136.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Kata ini kaitannya dengan keputusan yang diambil oleh Sulaiman dan Daud tentang tanaman yang dirusak oleh kambing milik kaumnya, sebagaimana firman-Nya: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat.... (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 78-79)

Al-Fahmu ialah tata-cara yang dengannya manusia dapat mewujudkan, membuktikan makna-makna yang dipandang baik, dikatakan, اهْبَنتُ كَذَا, yakni aku memahaminya begini. الله yaka al-fahm (redaksi, fahhama, berarti Allah memberi pemahaman) yang ditujukan kepada nabi Sulaiman berarti pemahaman yang tepat sebagai suatu karunia.

## (فَوٰتٌ) Fawtun

Firman-Nya, جَبِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلُقِ الرَّحُمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.... (Q.S. Al-Mulk [67]: 3)

#### Keterangan

Al-Fawt ialah jauhnya sesuatu dari manusia ketika terhalang menggapainya.23 Sedang tafaawut, maksudnya ialah tidak ada di dalamnya kehendak hikmah yang keluar darinya.<sup>3]</sup> Dikatakan: تفاؤت الرَجُّلان, Yakni, keduanya saling membandingkan kelebihannya. 4 Fawtun berarti berlepas diri. Sebagaimana firman-Nya, فَلاَ فَوَتْ Tidak bisa melepaskan diri. Yakni, gambaran orang-orang kafir saat Kiamat kelak. Arti selengkapnya, berbunyi: Dan (alangkah hebatnya) jikalau kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat ketakutan pada hari Kiamat; maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka). (Q.S. Saba' [34]: 51)

## (فُوْجٌ) Fawjun

Firman-Nya, نَوْرَأَيْتُ النَّاسُ يَدُخُلُونُ فِي بِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. (Q.S. An-Nashr [110]: 2)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, fawjun ialah kelompok yang bergerak cepat, dan jamaknya ialah afwaajun. <sup>11</sup> Sedangkan afwaajan yang tertera pada ayat tersebut maksudnya adalah jamaah yang berbondong-bondong. Mereka datang dari kabilahnya masing-masing, dan membawa keluarganya setelah mereka masuk Islam satu persatu, dua-dua. <sup>21</sup>

Dan rombongan (fawjun) yang memasuki neraka, dinyatakan di dalam firman-Nya, وَمُونَهُ Suatu rombongan yang masuk secara berdesak-desakan (ke neraka). Sebagaimana firman-nya, yang berbunyi: (Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka)". (Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka". (Q.S. Shaad [38]: 59)

## (تَفُورُ) Tafuur - (فَارَ) Faara

Firman-Nya, بَإِذَا ٱلْقُوا فِهَا سَمِعُوا ثَيَا شَهِيقًا وَهِيَ تَقُورُ Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengarkan suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. (Q.S. Al-Mulk [67]: 7)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, *al-faur* ialah sangat mendidih (*syiddatul ghilyaan*). Dan dikatakan hal itu tentang neraka ketika panas memuncak, dan tentang kemampuan, dan tentang kemarahan. <sup>ال</sup> Dan dikatakan: فَازَ الْقِيْرُ. Yakni, periuk itu panas mendidih hingga isi yang ada di dalamnya tumpah. <sup>41</sup>

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 400.

<sup>2.</sup> fbid, hlm. 400

<sup>3.</sup> ibid, him. 400, Ar-Tafaowut dan At-Tafawwutu maknanya sama (tak seimbang). Shahih Al-Bukhari, pilid 3 him. 216.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab fa' hlm. 705.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 401; dikatakan bahwa asal af-fauj adalah jama'ah yang berjalan cepat, kemudian dipergunakan untuk arti al-jama'ah (kelempok) secara mutlak. Lihat, Hoosiyatush-Shoowiy 'alo Tafsir Jalalain, juz 4 hlm. 415.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 294.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi jilid 4 juz 12 hlm. 36.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab fa' hlm. 705.

## ~\*(E)

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedang firman-Nya, نَوْنَاتُوكُمْ مِنَ فَوْرِهِمْ ...dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 125)

Perihal ayat tersebut, Az-Zamakhsyari menjelaskan, sebagaimana ucapan anda tentang rombongan perang yang baru datang di kampungnya dan mereka keluar seketika itu juga untuk melakukan peperangan lagi, dan dikatakan pula si fulan kembali seketika itu juga (segera), dan di antaranya perkataan Abu Hanifah r.a.: yakni bentuk *masdar* ,اَلْأَمْرُ عَلَى الْفَوْرِ لاَ عَلَى التُرَاخِي dari فَارَتِ الْفَيْرُ, apabila memuncak panasnya lalu dipinjam untuk arti cepat kemudian dengannya dinamakan tentang keadaan yang tidak dijalani secara perlahan-lahan dan tidak membiarkan kondisi sahabatnya yang keluar dengan segera seperti anda menggambarkan perihal seseorang yang karena ketergesa-gesaannya ia tidak pernah berhenti (istirahat). Sedangkan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah "mereka menyerang seketika itu juga". 13

Sedang firman-Nya, خَيُ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النَّتُورُ (Q.S. Huud [11]: 40) Maka, al-faur berarti meninggi dengan kuat. Kata-kata ini diucapkan mengenai air apabila memancar, lalu mengalir dan membanjir tinggi-tinggi. Sedang yang dimaksud di sini ialah bahwa Allah sangat murka dengan orang-orang musyrik yang zalim itu, juga terhadap orang lain. Dan bahwa saat penghukuman kepada mereka telah tiba. <sup>21</sup> Wa jaorat-tanuur, maknanya ialah naba'al-maa' (keluar dari mata air), dan Ikrimah mengatakan, "permukaan bumi" (wajhul-ardhi). <sup>31</sup>

## (فَوْزٌ) Fawzun

Firman-Nya, فَلاَ نَصْسَنِيَّهُمْ بِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَقَابِ وَلَهُمْ عَنْاتٍ fanganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 189)

#### Keterangan

Bi-ma-faazaati minal 'adzaab maksudnya bisa menyelamatkan diri dari azab. dikatakan, مُنازِ فُعنْ, yakni apabila ia selamat. أَا Menurut ArRaghib, al-fawzu ialah mengalahkan dengan cara yang baik dan memperoleh keselamatan. أمْ فَارَةُ مِنْقَارَةُ dalam Mu'jam dijelaskan bahwa مُفْارِدُ وَمَقَارَاتُ , dengan diharakat fathah, jamaknya مُفَارِدُ وَمَقَارَاتُ , adalah sesuatu yang disia-siakan (al-mudhii'ah), yakni bagian dari nama-nama yang bertentangan (al-idhdaad). Dan dinamakan demikian karena mengharapkan keselamatan (tafaa'ulan bis-salaamah). المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

Adapun انفنوزون: Orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan ciri-ciri mereka (*karinah*nya *ulaa-ika* (baca *ulaa-ika*), antara lain:

- Orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka (Q.S. At-Taubah [9]: 20)
- Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya (Q.S. An-Nuur [24]: 52)
- 3) Orang-orang yang berada di jalan Allah dan tahan terhadap setiap ejekan, serta senantiasa berdoa, "Ya Tuhan Kami kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 109-111)

Adapun firman-Nya, إِنَّ الْبَيْنَ وَالْمَيْوَا وَعَمِنُوا وَعَمِنُوا وَعَمِنُوا (Q.S. Al-Buruuj [85]: 11) Maka, al-fauzul-kabiir: yang baginya unsur dunia adalah sesuatu yang kecil dan kurang berarti. Sekalipun di dunia ini banyak kesenangan yang tidak ada habisnya. Dan fauzul kabiir diperuntukkan bagi yang beriman dan beramal saleh.

## (فَوْضٌ) Fawdhun

Firman-Nya, بُونُوَمِن أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ...dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.... (Q.S. Al-Mu'min [40]: 44)

Keterangan

Maksud ayat tersebut ialah Kembalikan kepadanya (aruddu ilaihi), berasal dari ucapan mereka: مَا لَهُمْ قُوْمَتَى بَيْنَهُمْ, yakni mereka tidak menyerahkan barang di antara mereka. <sup>31</sup>

<sup>1.</sup> Al-Kosysvaaf, juz 1 hlm. 462.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi jilid 4 juz 12 hlm. 97.

<sup>3.</sup> Shahrh Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 145.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 155.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 401.

<sup>2.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahaa', hlm. 415

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 401.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (أَفَاقَ) Afaaqa ﴿ فَاقَ)

Firman-Nya, فَلْمَا أَفَاقَ قَالَ شَيْخَائِكَ ثَبِتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَ ....Maka ketika setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Mahasuci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertamatama beriman". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 143)

Keterangan

Afaaqa ialah akal dan pikirannya kembali lagi padanya setelah hilang karena pingsan. 13

Sedang, مِنْ فَوْاقِ ialah saat berselang. Kata ini tertera di dalam firman-Nya, yang berbunyi: وَمَا يَنْطَرُ مَوْلَاءِ إِلاَ صَلِيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. (Q.S. Shaad [38]: 15)

Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa al-Fawaaqu (انفؤان), adalah al-istiraahatu walifaaqatu (waktu istirahat dan waktu santai). Menurut Al-Jauhari, al-fawaaqu wal-fawaaq, adalah ma bainal-hulbataini minal-waqti, artinya waktu yang berada dari antara dua pemerahan susu. Maksud ayat tersebut ialah orang-orang kafir itu tidaklah menunggu kecuali dua kali perahan susu sekalipun.

Yang demikian itu karena hewan tersebut berlimpahan air susunya, sehingga secara terusmenerus diperas susunya, dan tidak ada saat untuk istirahat.<sup>2]</sup>

## (فُوْمٌ) Fuumun

Kata ini hanya dimuat sekali dan terdapat pada surat Al-Baqarah [2]: 61. Kata tersebut menceritakan permohonan Bani Isra'il kepada Musa a.s. tentang makanan dari jenis yang tumbuh dari bumi. Al-Fuum ialah gandung atau kacang Arab (homs). Sebagian ahli bahasa, seperti imam Al-Kisa'i mengatakan, "yang dimaksud dengan fuum adalah tsaum (bawang putih). Pendapat ini cukup beralasan juga, sebab sesudahnya disebutkan kata al-'adas dan al-bashal (bawang merah). <sup>3]</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 61) Baca Faaridhun.

#### (فَاةٌ) Faahun

Firman-Nya, كَيْسَطُ كُفْيُهِ إِلَى اللّهِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا مُو . Seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air lalu supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Arti selengkapnya ayat tersebut, adalah: Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhalaberhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 15)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, afwaahun adalah jamak dari fammun dan asal fammun adalah fawahun, dan setiap tempat yang dilekatkan oleh Allah Ta'ala hukum perkataan dengan mulut (fammun) lalu mengisyaratkan kepada kedustaan dan tanbiih (peringatan) bahwasanya l'tikad (keyakinan) tersebut tidak selaras." Seperti bunyi ayat, كَارِنْ كَلِنْهُ مَنْ مَنْ أَفُواهِمُ إِنْ يَقُولُونَ عَلَيْهِ Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 5)

## (فَأُوُّا) Faa-a (فَاءَ) ~ Fa-uu

Firman-Nya, الْأَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Arti selengkapnya berbunyi: Kepada orang-orang yang meng'ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 226)

Keterangan

Faa-uu (فَأَفُ) maknanya adalah roja'uu (mereka kembali). Sebagaimana dikatakan di dalam firman-Nya, خَيْ تُفَيّ أَمْرِ اللّهِ ...sehingga golongan itu kembalikan kepada perintah Allah.... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 9)

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 402.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 3 juz 9 hlm. 55.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 50.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid 1 juz 1 hlm. 130.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Di antaranya, dikatakan tentang bayangan yang telah menghilang dengan fi'un (زيغ) Maksudnya, karena bayangan tersebut kembali (hilang) setelah fajar menyingsing. Al-Farra' mengatakan: Orang Arab mengatakan: الفاي والفينة, yakni si Fulan adalah seorang yang cepat kembali dari kemarahannya, sehingga ia pulih seperti kondisi semula (sari'ur-rujuu' 'anil-ghadhabi ilal-haalatil-mutaqaddimaat). Penyair mengatakan:

فَفَاءَتُ وَلَمْ نَقْضِ ٱلَّذِيْ أَقْبَلُتْ لَهُ وَ مِنْ خَاحَة الْاَهْنِسَانِ مَا لَسِ قَاضِماً

"Lalu ia kembali dan tidak lagi memutuskan perkara yang telah diserakan kepadanya, padahal di antara yang dibutuhkan seseorang itu tidak lain kehadiran seorang pemutus hukum (Qadhi)".

Maka makna ayat tersebut ialah jika kalian kembali bersumpah meninggalkan pergaulan dengan istri-istri kalian, bahwasanya Allah mengampuni tentang sumpah yang kalian lontarkan yang berdasarkan kezaliman. <sup>12</sup>

Adapun firman-Nya, يَتْفَيَّا ْطِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ بِهِمَالِكُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. (Q.S. An-Nahl [16]: 48)

Maka, Yataffaya-u, berasal dari kata alfai-u. dikatakan: في المِنان يَفِينَ فِي berarti bayangbayang kembali setelah disirnakan oleh cahaya matahari.<sup>21</sup>

## (اَلْفَيْ) 'Al-Fai

Al-Fa'i adalah segala harta orang-orang musyrik yang menjadi milik kaum muslimin sesudah perang berakhir dan negerinya menjadi negeri Islam. Harta ini menjadi milik seluruh kaum muslimin, tidak ada pembagian seperlima di dalamnya.<sup>31</sup>

## (تَفِيضُ) Tafiidhu (فَاضَ) raadha

Firman-Nya, ثَرَى أَغَيُّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ Kamu lihat mereka mencucurkan air mata. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 83)

#### Keterangan

Tafiidhu minad-dam'l maknanya penuh dengan air mata, sehingga banyaknya melimpah ke tepi-tepinya. " Menurut Ar-Raghib فَافَنَ اللّٰهُ apabila air tersebut mengatir secara deras. "

Sedang firman-Nya, أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضِ النَّاسُ Bertolaklah kamu dari tempat orang-orang banyak. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 199)

Maka dikatakan, اَفَاصَ فِي الشَّيْنِ اَوِ الْكَانِ, (bertahan pada sesuatu atau dari tempat itu, dengan kekuatan). 'Ajubar rajulu bi-ibilihi (orang lakilaki itu pergi jauh sampai tidak kelihatan bersama untanya dalam mencari rumput). آ Sebagaimana firman-Nya, فَلاَ تَعْمَلُونَا إِذْ كُنّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. (Q.S. Yunus [10]: 61)

Firman-Nya, مُوْ أَعُلُمْ بِمَا نَفِيضُونَ فِيهِ: Dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu percakapkan tentang Al-Qur'an itu. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 8)

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa تُغيضُونَ فِيهِ: Kalian tenggelam di dalamnya, yakni dalam mendustakan Al-Qur'an. Orang berkata, افَاضَ الْقَوْمُ فِالْحَدِيْثِ. Maksudnya, kaum itu bertahan dalam pembicaraan. الله المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذية المنافذي

## (اَلْفِيْلُ) Al-Fiil

Firman-Nya, اَلْمَ نَرْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْحَابِ الفِيلِ Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? (Q.S. Al-Fiil [105]: 1)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, اَلْفِيُن jamaknya فَيْلَة jamaknya الْفِيْن الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّأِي وَ قَالَ الرَّالِي إلَيْنِيلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>1.</sup> Lihat, Rawaa'iul-Bayan Tafsiiru. Aayoatil-Ahkaam minal-Qur'an, i**iid** 1 hlm. 307

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz. 14 hlm. 87.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 4 juz 10 film. 4.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm 4.

<sup>2.</sup> Ar-Raghio, Op. Crt., hlm. 403.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moroghi, µlid 4 juz 11 hlm. 126; lbnu Manzhur menjelaskan bahwa dikatakan. أقامية إقامة إقامة المالية (الخامة), berarti meluber (bejana yang telah penuh dan jatuh). Ibnu Sayidah berkata: menurut saya bahwasanya ia (bejana) apbila telah penuh hungga melebihu. Sedang, أمنية طمية المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة

<sup>4</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 8.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 403.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Svarah Alfaazhul Our'an





Qaf (ق) berasal dari *qadiir*, Yang Berkuasa, yakni Allah itu berkuasa. ا

## (قَبَحَ) Qaba<u>h</u>a

Firman Allah Swt., وَاَتَبْعَنَاهُمْ فِي مَنِهِ النَّبْيَا لَعَنَّهُ وَنِوْمَ . Dan Kami ikutkanlah laknat ikepada mereka di dunia ini; dan pada hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah). (Q.5. Al-Qashash [28]: 42)

Keterangan

Minal-maqbuuhiin; orang-orang yang dihinakan. Dikatakan قبغ بنة, berarti Allah menjauhkannya dari segala kebaikan. Dan perkataan قبعت وجهة وقبغت وجهة وقبعت المساوية والمساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوي

ألاَ قَبْعَ اللَّهِ البِّرَاجِمَ كُلُّهَا

وَ قَبَّحَ يُرْبُوعًا وَ قَبَّعَ دَارِماً

"Ketauhilah, Allah telah menghinakan tulang-tulang kecil seluruhnya, menghinakan yarbu" (marmut) dan menghinakan darimu".<sup>2</sup>1

Kata ini menyifati Fir'aun dan bala tentaranya. Selengkapnya arti ayat tersebut:

Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta". Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru

(manusia) ke neraka pada hari Kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah). (Q.S. Al-Qashash [28]: 38-42)

## (اَلْقُبُوٰز) Al-Qubuur

Firman-Nya, وَأَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنْ فِي الْفُبُورِ dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-orang yang berada dalam kubur. (Q.S. Al-Hajj [22]: 7)

Keterangan

Al-Qabru artinya "makam", kuburan (maqarrul-mayyit). Dan فَيْنَة, berarti ja'altuhu fil-qabri (aku menguburnya), dan أَقْبَرُهُ berarti ja'ala lahu yuqbaru fiihi (membuat makam, kuburan untuknya). ألا المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

## (فَبَسٌ) Qabasun

Al-Qabas dan Al-Iqtibaas, asal katanya adalah وَالْبُ الْفَتِنِي الْفَتِينِ , yang artinya mencari suluh api. Kemudian dipinjam untuk arti mencari hidayah dan ilmu. <sup>21</sup> Dan tertera juga di dalam firman-Nya, انْطَرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُودِكُمْ Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian cahayamu.... (Q.S. Al-Hadiid [57]: 13); Dan di dalam surat Thaha, انْعَلِي مَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْسِ ....mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit dari padanya kepadamu.... (Q.S. Thaaha [20]: 10)

## (قَبضُ) Qabidha

Firman-Ńya, نَفَهِطَتْ قَبُطَةً مِنَ أَثْرِ الرَّسُولِ Firman-Ńya, شَهُ مِنَ أَثْرِ الرَّسُولِ : maka aku(Samiri) ambil segenggam dari jejak rasul (Q.S. Thaaha [20]: 96)

Keterangan

Al-Qabdhu adalah ثناول الشَّيِّقَ بِجَمِيْعِ الْكَفِّ (mengambil sesuatu dengan semua telapak tangan) seperti menggenggam pedang dan lainnya.<sup>3]</sup> Al-Qabdhu lawan katanya al-basthu

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 405



A. Hassan, Op. Cit., Nm. 1019.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 59.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 404.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 9 juz 27 hlm 168; Mu'jom Mufredat Alfaazhil Qur'an, him 404.

# ~•**(**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(lapang, luas, tebar). المجارة Seperti firman-Nya, وَاللّهُ يَفْهِضُ وَيَنْسُطُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيَنْسُطُ (Dan Allah menyempitkan dan metapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 245)

-Sedang نَيْضًا يُسيرًا Tarikan secara perlahan: lahan. Sebagaimana firman-Nya: Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan (memendekkan) bayang-bayang; dan kalau Dia menghendaki niscava dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu, kemudian Kami menarik bayang-bayang itu kepada Kami dengan tarikan yang perlahanlahan. (Q.S. Al-Furgaan [25]: 45-46)

Yakni, isyarat hilangnya bayangan sinar matahari yang dipinjamkan dari lafaz *al-qabdhu.*<sup>2</sup>]

Firman-Nya, غنه المنافض غبيا المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة المنافضة

## (فَبَلٌ) Qibalun

Firman-Nya, اَيْكُ وَلَنْ عَلَيْكُمْ مِخْتُودِ لاَ قِبْلُ لَيْمُ مِنْهَا أَذِلْتُهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina. (Q.S. An-Naml [27]: 37)

#### Keterangan

Qibala lahum biha dalam ayat tersebut maksudnya ialah mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. الأطاقة kekuatan untuk melawannya. الأطاقة yakni لأطاقة , "tidak ada kemampuan". كا

#### (قَبَلَ) Qabala

Di dalam Kamus disebutkan: وَعَنِنَ قَبْتِكَ مُنِنَ فَيْنَ لِكُمْنَ وَالْكُورُ menerima". Dan وَعَنِي الْاَعْنَ , yakni وَعَنِي , "menerima dengan baik", "menyetujui". <sup>3</sup> Dan ungkapan kalimat: "Allah menerima amal para hamba-Nya", maksudnya Allah menyetujuinya karena para hamba-Nya beramal sesuai dengan contoh yang dikerjakan oleh rasul-Nya.

Sedangkan . فُئلاً "berhadap-hadapan", وْحَشَرْتَا عَلَيْهُمْ كُلُ شَيْءٍ فُهُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلاَ أَنْ يَشَاءَ misalnya, وَخَشَرَتَا الله: Kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak (juga) akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. (Q.S. Al-An'aam [6]: 111); sedang al-'Azaabu Qubulan (الْعَدَّاتُ فَبْلاً) berarti "Azab yang nyata". Dikatakan nyata karena menyaksikan azab secara langsung di hadapannya: اللَّا أَنْ تَأْتَيْهُمُ النُّولُونَ أَوْ بَأَتِيْهُمُ الْعَلَااتُ قُبُلاً :di hadapannya (Q.S. Al-Kahfi [18]: 55) dikatakan: al-qubul (huruf gaf dan ba memakai dhammah), adalah kata jamak dari gabiil, maknanya al-muwaajahah, "bertatap muka". أَوْ تَأْتَى ,Begitu pula firman-Nya atau kamu datangkan Allah dan: يَاللُّهُ وَالْلَائِكَةُ فَسِلْاً malaikat-malaikat secara berhadap-hadapan. (Q.S. Al-Isra' [17]: [92])

Qubulan (غَيْفَ) jamaknya qabiilun (قَبِيْتَ). Yakni, kata yang tertuju pada azab, dan setiap darinya adalah qabiil. Maka, Qubulan maksudnya ialah berhadapan muka dan saling berpandangan mata. Ada juga yang mengatakan, kata-kata ini jamak dari qabiil, wazannya seperti rughuf, jamak dari raghif, sedang maksudnya ialah kelompok demi kelompok. Yakni, Kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka, yang masing-masing kelompok mendapatkannya secara sendiri-sendiri.

Maka, قَبِيَلاً yang dimaksud di sini adalah yakni "orang yang berhadapan", seperti halnya kata ٱلْعَشِيْز, yang artinya sama dengan yang mempergauli". Sedang, رَاعَضِيْز

ق ب نور الله 1. tbnu Manzhur, Op. Cit., jilid 7 hlm. 213 maddah

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 405.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 28.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm 38.

<sup>2. &#</sup>x27;Umdatul Qaarii Syarh Sahih Al-Bukhari, juz 19 hlm. 155.

<sup>3</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 1087.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 165.

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, jihid 3 hlm. 132.

<sup>6.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 3 juz 8 hlm. 3.

## ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang dimaksud *qabiilan* di sini adalah agar orangorang kafir itu dapat melihat para malaikat dengan mata kepala mereka.<sup>1]</sup>

Begitu juga kata *mutaqaabiliin*, "saling berhadap-hadapan", misalnya, غنی مَرْدِ مُنْفَابِين Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipandipan. (Q.S. Al-Hijr [15]: 47) Yakni keadaan yang ditampilkan oleh Allah bagi para penghuni surga.

Qabaa-ilu (قَبَايِنَ) adalah kata dalam bentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah فَيَنِكُ yakni al-jamaa'ah (kelompok). Firman-Nya, يَانَيْنَ الْمُنْكُمْ مِنَذَكُرُواْنَكُى وَجَعَلْنَاكُمْ شُخُونِا وَقَبْالِنَ إِنْ أَكُرُمُكُمْ عِنْدَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا كُمْ اللهُ عَلَيْهُ حُيْرَا اللهُ عَلَيْهُ حُيْرَا اللهُ عَلَيْهُ حُيْرَا اللهُ عَلَيْهُ حُيْرَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

Selanjutnya, bahwa hikmah mengetahui silsilah pernasaban, antara lain: **pertama,** agar antara yang satu dengan yang lain mengetahui nasabnya, sehingga tidak salah dalam menghubungkan nasabnya; **kedua**, agar tidak membanggakan diri dengan bapak dan moyangnya; **ketiga,** agar tidak salah dalam menentukan perkawinan, sebagaimana yang sudah ada batas-batasnya menurut syara'. <sup>3</sup>

lmam Al-Maraghi menjelaskan al-qabiil ialah al-jama'ah, seperti halnya qabiilah (فَبِيْنَةُ). Ada juga yang mengatakan al-qabiilah adalah sekelompok orang yang mempunyai nenek moyang satu. Jadi itu artinya lebih umum. 4

## (قِبِلَةُ) Qiblat

Firman-Nya, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبِلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: مَنْ يَتَبِعُ الرَسُولُ مِمْنَ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبِيّهِ.
(43)

#### Keterangan

Qiblat: Tempat salat. Sedangkan, wahyu yang diberikan kepada Musa dan saudaranya, dinyatakan عامورية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة نَيْوَتُكُمْ فِيْلَةٌ وَأَقِيمُوا الصَلَاةُ . Ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumahrumahmu tempat bersembahyang dan dirikanlah olehmu sembahyang.... (Q.S. Yunus [11]: 87)

Yakni, Al-Qiblah dimaksudkan dengan apa yang ada di hadapan orang, tepat di depan wajahnya. Di antaranya ialah kiblat untuk salat. <sup>1</sup> Al-Qiblah, lawan katanya adalah muqaabalah, sinonimnya adalah wijhah yang berasal dari kata muwaajahah. Artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, di mana semua orang yang mendirikan salat menghadap kepadanya. <sup>2</sup>

## (قَاتِ) Qaaba

Firman-Nya, فَكَانَ هَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). (Q.S. An-Najm [53]: 9)

#### Keterangan

Al-qab adalah ukuran panjang antara pegangan busur dengan ujungnya. Dan setiap busur mempunyai dua qab. Orang Arab biasa mengukur panjang dengan busur atau tombak atau dhiraa' (depa) atau langkah kaki atau jengkal.<sup>3</sup> Dan, Qaaba qausaini ialah ketika tali lepas dari busurnya.<sup>4</sup>

## (فَكَرُّ Qatarun (الْمَعَةُ

Firman-Nya, وَلاَ يَرْهَقُ وَجُومَهُمْ قَاتُر ...dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam. (Q.S. Yunus [11]: 26)

#### Keterangan

Al-Qatar adalah asap yang membumbung dari kayu bakar ataupun sesuatu yang dipanggang. Dan termasuk pula, setiap debu yang terdapat warna hitam padanya.<sup>5)</sup>

## (قَتُورًا) Qatuuran

Firman-Nya, وَكَانَ الْإِنْسَانُ فَتُورًا Dan adalah manusia itu sangat kikir. Adalah salah satu kata

<sup>5.</sup> Tofsir At-Moraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 94; At-Kasysyaof, juz 4 hlm.



<sup>1.</sup> tbid, µlid 5 juz 15 hlm. 93.

<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasur, jilid 3 hlm. 236

Ibid, jilid 3 hlm. 227.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 124.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 143.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 film. 3.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 42.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 200-

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang mengupas tentang sifat asli manusia, yakni al-qatuur (sangat kikir). <sup>11</sup> Arti selengkapnya: "Katakanlah, kalau sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharan itu kamu tahan, karena takut membelanjakan". Dan adalah manusia itu sangat kikir. (Q.S. Al-Israa' [17]: 100)

Sedang firman-Nya, وَعَلَى الْقَتْرِ فَدَرُهُ ; Orangorang yang miskin menurut kemampuannya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236)

Maka, al-muqtir ialah yang sedikit harta atau fakir. Dalam bahasa Arab dikatakan: افْرَعَان yang artinya memberi nafkah yang sedikit kepada orang-orang yang ditanggungnya. <sup>2</sup>I

## (فَتُلَ) Qatala

Firman-Nya, غَبِن الْإِنْسَانُ مِا أَكُفَوَةُ Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Q.S. 'Abasa [80]: 17)

Keterangan

Menurut Ibnu 'Abbas bahwa "setiap lafaz qutila yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maka maknanya نَبِنَ (terlaknat, dilaknat)".<sup>33</sup> Penyair mengatakan:

تَنَكُّى الْمُرَافِي الْصَلِيفِ الْسَتَا فَإِذَا جَاءَ السِّنَا أَنْكُرُهُ فَهُوْ لِاَيْرَضَى بِحَالِ وَاحِدِ فَيْلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ "Seseorang yang berangan-angan di musim panas (untuk beralih) ke musim dingin. Maka tatkala tiba (saat) musim dingin ia mengingkarinya. Ia tidak rela bila terjadi satu musim saja, terkutuklah manusia alangkah sangat kekafirannya?"4

Maksudnya, mendoakan manusia dengan doa yang paling buruk. Demikian menurut kebiasaan yang berlaku di kalangan orangorang Arab. Apabila mereka kagum terhadap seseorang, mereka mengatakan, فنان الله ما Aduhai alangkah baiknya dia! Dan bila ia menyatakan kejelekan terhadap seseorang, mereka mengatakan, وَاخَذَ اللهِ مَا اَطْلَعُهُ. Alangkah zalimnya dia semoga Allah membuatnya hina! Kalimat yang terakhir ini menjelaskan bahwa kesombongan dan ketakabburan membuatnya tidak memiliki hak hidup.<sup>1]</sup>

Berikut makna *gatala* di beberapa ayat: pertama, *qatala* yang berarti "berperang", misalnya, وَفَتَلَ دَاوُدُ جَالُودَ ): dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 251); begitu juga firman-Nya, فَقَاطُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ ...sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 75)

Kedua, gatala yang berarti "membunuh", antara lain: a) رُومًا فَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُنَّ شُبَّهُ لَّهُمْ ...Sedang mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh itu) ialah orang yang diserupakan dengan 'Isa bagi mereka. (Q.S. [4]: 156); b) وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْر العق: Dan mereka membunuh para nabi dengan tidak benar. (Q.S. [2]: 61); c) وَلا يِقَتُلُنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ أَوْلاَدُمْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْنَ (dan الله عَلَيْ janganlah membunuh anak-anak kalian. (Q.S. [60]: 12) ; d) يَانَى ذَنْبَ فَيْلَتْ (Karena dosa apakah dia dibunuh. (Q.S. [81]: 9) Adalah kaitannya dengan membunuh anak perempuan hidup-hidup pada masa jahíliyah; e) وَلُوْ اتَّا كُتُبُنَا عَلَيْمَ أَن اقْتُلُوا أَنفُسكُمْ أُواخُرُجُوا بن ديارڭم (Q.S. [4]: 66), maka aniqtuluu anfusakum, maksudnya bunuhlah ketua-ketua kamu yang membawa kamu kepada durhaka. Anfusakum, secara harfiah, "diri-diri kamu", dimaksudkan dengan ketua-ketua kamu.21

Peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil dijadikan ketetapan oleh Allah kepada bani Isra'il atas hukumannya. Sebagaimana firman-Nya: Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra'il, bahwa; barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara

<sup>2.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no. 555, hlm. 172.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 93.

<sup>2.</sup> fbid, jilid I juz 2 hlm. 196; Ar-Raghib menjelaskan bahwa di-muqtir asalmya adalah di-qutour dan di-qutour. Sedang di-muqtor dan di-munqotir keduanya dimaksudkan seakan-akan seseorang (orang miskin) hanya memperoleh asapnya saja. Adapun untuk firman-Nya, tarhaguha qatoroh(Q.S. 'Abasa; 80: 41) seperti dalam firman-Nya, di-ghobaroh. (Q.S. 'Abasa [80]; 60) adalah asap yang dijadikan sebagai umpama yang menyimuti wajah orang-orang pendusta. Lihat, Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 407.

<sup>3.</sup> Qutilal-insoan berarti lu'ina (dilaknatı) Lihat, Shahih Al-Bukhari, iilid 3 hlm. 199

<sup>4.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 253.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10 juz 30 hlm. 44; Lafaz al-qattu dan al-qattu, menurut Ats-Tsa'alabi adalah kategori lafaz-lafaz memusuhi. Sefanjunya, dalam kategori makna seperti ini adalah, al-aduwu (musuh), lawan dan ash-Shidgu (teman), al-Kossyih, yakni orang yang memusuhi secara tersembunyi. (Riwayat dari Al-Asmu'i); od-Qittu wa al-qattu, yakni memusuhi seseorang untuk membunuh. Fighul-Lughah wa Sirrul-Arabinyah, hlm. 189.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kehidupan seorang manusia, maka seolaholah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 32)

Ketiga, qatala berarti "laknat", dengan menggunakan kata qutila, misalnya, غُنِّكُ الْخُرَّاصُونَ Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 10)

Inilah tarkib aslinya yang secara hakiki digunakan arti membunuh, kemudian digunakan dalam arti melaknat (al-li'anu) dengan cara isti'arah (meminjam arti lafaz) ketika diserupakan orang yang menghabisinya dengan yang membunuhnya yang berarti menghilangkan nyawanya.<sup>1</sup>

## (اَلْقَتُ Al-Qitstsu (اَلْقَتُ

Firman-Nya, دُمِنًا تُنْبِثُ الْأَوْمَنُ مِنْ يَقْلِهَا وَقِثَّانِهَا dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurannya, ketimunnya.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 61)

Keterangan

Al-Qitstsu (الُفَثُ) adalah jenis biji-bijian yang biasa dijadikan makanan oleh orang-orang Badui, setelah ditumbuk terlebih dahulu lalu dimasak. Biji-bijian ini disebut al-qattah.

## (قَدُحًا) Qadhan

Firman-Nya, فتقريقه قدفا: Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya). (Q.S. Al-'Aadiyat [100]: 2)

Keterangan

Al-Qadhu adalah pukulan untuk memercikkan api. Seperti memukulkan (menggoreskan) batu ke suatu benda yang mudah menyala.<sup>2)</sup>

## (فِدُدأً) Qidadan

Firman-Nya, كُنُا طَرَائِقَ قِنْدَا: Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Arti selengkapnya berbunyi: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. (Q.S. Al-Jin [72]: 11)

Keterangan

Qidadan (فِنَدَةُ) artinya berbeda-beda dan bermacam-macam. Dikatakan, مَازَ الْفَوْمُ قِنْدَةُ apabila mereka keadaannya bermacam-macam. Sedangkan bentuk mufradnya adalah قِنْدُةً, yaitu "sepotong dari sesuatu"."

Firman-Nya, نَتْمُا رَأَى فَمِيمَهُ قُدُ مِنْ ذَبُرٍ Maƙa tatkala suami Yusuf melihat gamis Yusuf koyak di belakang.... (Q.S. Yusuf [12]: 28)

#### (قَدَرَ) Qadara

Firman Allah, وَمَنْ فُبِرَ عَلَيْهِ رِزْفُهُ فَلْيُنْفِقُ مِنْا ءَاتَاهُ ...dan orang-orang yang disempitkan rizkinya hendaknya mengeluarkan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.... (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 7)

Keterangan

Dikatakan, قَنَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ Allah menjadikannya orang kafir sempit rizkinya. Anda mengatakan, قَنرَعَلَيْهِ الشَّيْعُ (saya mempersempit sesuatu kepadanya). <sup>21</sup> Jadi, seolah-olah anda telah meransum (membatasi) sesuatu kepadanya dan hanya cukup bagi dia sendiri.

Berikut makna Qadara di sejumlah ayat:

- 1) Qadara, berarti "memuliakan". Misalnya: نَا الْإِثْنَاءُ فِي لَيْلَةِ الْفَنْرِ (Q.S. Al-Qadr [97]: 1) Maka, al-qadr ialah agung dan mulia. Dikatakan, لَهُذَرُ عِنْدَ فُلانِ لِهُذَنِ مُلاَثِينَ Artinya, ia mempunyai kedudukan terhormat di sisi fulan. Sedang firman-Nya: اَلْفَدْرِ artinya malam kemuliaan. Yakni, malam diturunkannya Al-Qur'an: Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari pada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. (Q.S. Al-Qadar [97]: 1-5)
- 2) Qadara, "menakar", misalnya: قَوْارِيرَ مِنْ فِصْهُ (Q.S. Al-Insaan [76]: 16) Maka, Qaddaruuhaa taqdiiran maksudnya ialah para pemberi minum memperkirakannya sesuai dengan selera peminumnya.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 167.



<sup>1.</sup> Hasiyotush-Shaawiy 'ala Tafsır Jalalain', juz 5 hlm. 526.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 10 juz 30 hlm. 221; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 277.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 97; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 169.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab qof hlm. 718.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 10 juz 30 hlm. 206

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 3) Qadara, berarti "menyempitkan", misalnya: يُنْ يَشَاءُ وَنِقَالِمُ الْرَبِّقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَنِقَالِمُ الْرَبِّقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَنِقَالِمُ الْرَبِّقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَنِقَالِمُ (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 26) Maka, yaqdiru maknanya ialah menyempit. Begitu juga pada ayat yang lain: وَمَنْ فَدِرَ عَلَيْهِ رِدِقَهُ "Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...."(Q.S. Ath-Thalaq [65]: 7)1]
- 4) Qadara, berarti "menetapkan", misalnya: نبي (Q.S. Al-Hijr [15]: 60) Maka, Qaddarnaa maknanya ialah telah Kami tetapkan dan tuliskan. Dikatakan, قَضَى اللهُ , berarti Allah menjadikannya dalam ukuran yang cukup dalam kebaikan dan keburukan. Sedang, Qaddarallaahul-aqwaat: Allah telah menjadikan makanan pokok menurut ukuran kebutuhan.<sup>2)</sup>

Kata اَنْتُفْیيْزُ yang berarti ketentuan. Maksudnya menetukan fungsinya, misalnya malam hari sebagai istirahat; matahari dan bulan sebagai perhitungan(hisab). (Q.S. Al-An'aam [6]: 96)

Al-Qaadir (اثناءز) adalah salah satu dari asma Allah yang artinya "Mahakuasa". Di antara kekuasan-Nya adalah Dia Kuasa mengirimkan azab: dan dalam Kekuasaan-Nya, Dia tidak takut akibat yang telah ditetapkannya (وَلاَ يَعْافُ عُقْبَاهُا Q.S. Asy-Syams [91]: 15).

Dari sisi perbuatan-Nya, sebagai Pencipta manusia dari fase-fase yang dilaluinya, maka Dia adalah Penentu ukuran yang terbaik, dan Pemberi bentu yang sebaik-baiknya, yang dinyatakan dengan ungkapan: غَفْنَرُنَا فَيْفَمُ الْفَاوِرُونِ: Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 23): yakni dengan ungkapan qaadarnaahu atau qaddarahu, "menciptakan beberapa fase pada periode yang berbeda". <sup>31</sup> (Q.S. 'Abasa [80]: 19)

Di sejumlah ayat sifat qadiir, terkadang disertakan sifat-sifat lain-Nya, di antaranya: a, غلية قبير, yakni tentang Kuasa dan Kehendak-Nya menciptakan makhluk: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberimu anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 49-50)

b, اعَفُوْا فَدِينَا, yakni, berkenaan dengan kebaikan yang disembunyikan: Jika kamu tampakkan satu kebaikan atau kamu sembunyikan dia atau kamu ampunkan (seseorang) dari satu kejelekan, maka sesungguhnya Allah itu Pengampun, Mahakuasa. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 148)

## Periuk (قُدُورٌ): Periuk

Firman-Nya, وَفُنُورِ رَاسِياتِ: Dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). (Q.S. Saba' [34]: 13) yakni, sejenis wadah air(periuk) yang pernah ada pada masa Sulaiman a.s.

## (أَلْقُدُوْسِ) Al-Quduus

Firman-Nya, زَوْحُ ٱلفَدُوْسِ Jibril a.s. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 87 dan 293) Baca Ar-Ruuḥ.

#### Keterangan

Al-Quds artinya suci. Adalah kata sifat yang dapat berdampingan dengan segala hal, baik tempat, benda yang tak tampak, dan juga menjadi satu dari nama Allah Swt. Kata al-quds berkaitan dengan tempat dengan menggunakan kata وَادِ اللَّقَدَّس: Lembah suci. وَادِ اللَّقَدَّس: Lembah suci. (Q.S. Thaaha [20]: 12) Yakni, lembah suci bernama Thuwa. Di tempat itulah Nabi Musa menanggalkan kasut (terompah)nya. Dan di lembah itu pula Nabi Musa mendapatkan wahyu, yang antara lain berupa: dipilihnya sebagai rasul; perintah hanya menyembah-Ku (Allah); dan kabar kepastian datangnya Kiamat, (O.S. Thaha [20]: 13-15); begitu juga al-quds yang berkaitan :(Q.S. Al-Maa-idah [5]) أَرْضُ الْمُقَدِّسِ ,dengan tempat 23) yang secara harfiah, "bumi yang disucikan". Maksudnya, Tanah Palestina. Menurut catatan dalam Tafsir Depag, dinyatakan, bahwa Ardhul Muqaddas ditentukan bagi kaum Yahudi selama mereka iman dan taat kepada Allah.13 Pada ayat

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no 409 hlm. 162.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 97.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 29.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 43





selanjutnya dinyatakan, namun karena ulahnya, mereka diharamkan selama empat puluh tahun dan mereka itu berputar-putar kebingungan. (Q.S. Al-Maidah [5]: 26) Yakni, lantaran dosa mereka, maka Allah hukumkan mereka tidak boleh masuk ke Baitul Muqaddas selama empat puluh tahun, dan hanyut mengembara ke manamana selama empat puluh tahun itu. <sup>17</sup>

Sedangkan yang berkaitan dengan sesuatu yang tak tampak adalah Jibril a.s., sebagaimana ayat di atas. Sedangkan Jibril disebut *ruuhul quduus*, karena dia membawa khabar yang suci.<sup>2</sup>

Adapun اَلْفَتُوْس yang berkaitan dengan sifat Allah menurut Ibnu Manzhur, tidak terdapat tentang sifat-sifat Allah selain *al-qudduus* yang berarti terhindar dari aib dan kekurangan, dan wazannya فَقُولٌ, dengan didhammahkan yang menunjukkan *mubalaghah* (arti sangat).

Al-Qudduus, yang berarti "Mahasuci". Adalah sifat dirinya secara asli. Sedangkan subhaanallaah, "Mahasuci Allah" adalah ungkapan untuk menjaga kesucian-Nya dari sesuatu yang tidak pantas dialamatkan kepada-Nya, sekaligus menunjukkan kebesarannya; dan menunjukkan pula akan kekayaan-Nya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat-Nya. Misalnya: peristiwa isra' mi'raj, sebagai kejadian yang luar biasa, yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia, yang diungkapkan dengan, سبحان .Q.S. الذي اسري يعيده لبلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ... Al-Isra' [17]: 1); begitu pula dalam menolak anggapan Allah mempunyai anak sebagaimana yang keluar dari mulut orang-orang Yahudi dan قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات: Nasrani ... والارض ... (Q.S. Yunus [10]: 68); dan begitu pula kemustahilan adanya dua tuhan dilangit dan di ألو كان فيهما أليةٌ الا الله bumi juga diungkapkan dengan: لو كان فيهما أليةٌ الا الله (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 22) تفسدتا فسيحان الله عما يصفون karena keberadaan dua tuhan pasti menimbulkan kebinasaan.

Sebagaimana kumpulan ayat di atas kata subhanallah adalah sanggahan, penolakan atas eksistensi Allah sebagai al-qudduus.

## (قَدَّمَ) Qaddama

Firman-Nya, بِنَاتُهِ اللَّهُ مَنُوا لاَ تَقْتِمُوا يَنْنَ يَدَيِ اللَّهِ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 1)

#### Keterangan

Maka, الأَنْفَيَمُوْا: Janganlah kamu mendahului. Yakni, dari perkataan, مُفَتُنَهُ الْجَيْس, artinya orang yang berada di depan mereka. Abu 'Ubaidah mengatakan: Orang Arab berkata: لاَنْفَيْمُ يَنْنَ يَنْمَا الْإِمَامِ "Janganlah kamu mendahului di depan pimpinan dan di hadapan ayah". Maksudnya, janganlah kamu tergesa-gesa (tu'ajjil) melakukan suatu hal sebelum dia melakukannya. <sup>13</sup> Maknanya menurut Imam Al-Baghawi adalah melewati batas dan mengalahkannya (muta'adiy 'ala zhaahiriha). Asalnya, الله و ريسوله لا تقدموا القول و الفعل بين يدى (janganlah hendak melebihi batas terhadap Allah dan rasul-Nya dalam berbuat dan berkata). <sup>21</sup>

Di samping qaddama dalam arti "mendahului" (sok tahu), sebagaimana di atas. Qaddama juga berarti "mempersiapkan", yakni mengerjakan sesuatu untuk masa depan, misalnya bunyi ayat, وَقَدَمُوا لأَنْفُسكُمْ Dan kerjakanlah (amal ... وَقَدَمُوا لأَنْفُسكُمْ ... yang baik) untuk dirimu.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 223). Maksudnya, hendaklah kamu cari istri-istri dari famili yang banyak anak dengan maksud bercampur untuk persediaan bagi kamu di dunia buat membantu kamu dan untuk mendoakan kamu sesudah kamu meninggal.3 Selanjutnya, beliau mengatakan, oleh karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, jangan sampai kamu torehkan benih yang berharga itu di bukan tempatnya yang dijadikan dan dihalalkan oleh Allah, dan jangan sampai ditaruh di waktu yang dilarang.4

Begitu juga kata qaddama yang berarti mempersiapkan, seperti dinyatakan oleh ayat: وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدْمُتُ لِقَبِ
Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari (akhirat).... (Q.S. Al-Hasyr: [18]) maksudnya, kata qaddama adalah penekanan

<sup>4.</sup> Ibid, catatan kaki no 247 hlm. 68.



<sup>1.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no 660 hlm. 217.

<sup>2.</sup> Ibid, catatan kaki no 89 hlm. 24

غادس Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 168 moddah فادس

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 119.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Baghawi, juz 4 hlm. 188.

<sup>3.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no 246 hlm. 68.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tentang status perbuatan yang mempunyai nilainilai yang tinggi, perbuatan yang berkualitas menurut Allah dan tuntunan rasul-Nya. Sebaliknya jangan pernah berbuat suatu amal yang tidak ada pandangan nilai kebenarannya menurut Allah dan rasul-Nya, karena yang demikian itu menimbulkan penyesalan. Seperti yang disindir oleh ayat, وَنْسِيَ مَا قَدُمَتُ يَدَاهُ dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 57); atau suatu peribadatan yang menyimpang dari tauhid, menyembah selain Allah sehingga menjadi ketetapan generasi sesudahnya secara taklid, sebagaimana yang diungkapkan oleh kata *al-aqdomuun*, dalam أَنْتُمْ وَوَابَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَانَّهُمْ عَدُوِّلِي الأَرْثِ الْعَالَمِينَ , firman-Nya (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 76) . قَالَ أَوَايُكُمْ مَا كُنْتُمْ تُعْلِلُونَ

Adapun اَلْأَقْدَمُوْنَ: Terdahulu. Kata yang disandarkan kepada perbuatan orang-orang terdahulu. Begitu juga dengan kata almustaqdimiin, vang berarti orang-orang terdahulu, lawannya al-musta'khiriin (orangorang sekarang) seperti: وَلَقَدُ عَلَمُنَا الْسُتُقَدِمِينَ مِنْكُمُ وَلَقَدُ (Q.S. Al-Hijr [15]: 24) maksudnya غَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ amal perbuatan orang-orang dahulu dan orangorang sekarang, semuanya akan dikumpulkan dan dipertemukan di hari mahsyar kelak sebagai perwujudan sifat Hakiim dan sifat 'Aliim bagi Allah. (ayat ke 25)

## (فَذَفَ) Qadzafa

Firman-Nya, وَقَدُفَ فِي فَلُوبِهِمُ الرُعْبِ Dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 26)

keterangan

Dikatakan: بِهَدْتُ فَلاَنُ بِهُوْلِهِ. Yakni, berbicara tanpa didasari berpikir terlebih dahulu. <sup>1)</sup> Misalnya menduga-duga. Seperti firman-Nya, وَيُقَدُّفُونَ بِالْغَيْبِ dan mereka menduga-duga tentang hal-hal yang ghaib dari tempat yang jauh. (Q.S. Saba' [34]: 53)

الشَّنِيُ يَفْدَفُ بِالشَّنِيُ الْفَرِفُ : Ibnu Manzhur menjelaskan) وَمَى بِالشَّنِيُ الْفَدُفُ فَانَفُدُفُ (melempar). Dan ini arti menurut asalnya.<sup>2</sup>l Seperti firman-Nya, وَيُقْدُفُونَ مِنْ (كُلُ جَانِبِ Dan mereka (setan) dilempari dari segala

1. Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab qaf hlm. 721.

penjuru. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 8) Adalah Kisah setan-setan yang tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat.

Berikut ini makna *qadzafa* yang terdapat di sejumlah ayat:

- 1. Qadzafa, berarti "melempar", sebagaimana yang tertera pada surat Ash-Shaffat di atas. Kemudian berita yang dibawa oleh setan dengan cara menduga-duga tersebut ditimpakan kepada para penganutnya. Dikatakan: قَنْفَة (menimpakannya), dan أَصَابَ بِه (menimpakan kepadanya). المناب بالكنب
- 2. Qadzafa, berarti "mewahyukan". Seperti, إِنَّ يَعْلَمُ الْعُنُوبِ Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang ghaib. (Q.S. Saba' [34]: 48). Menurut Az-Zujaj, يَفْنِفُ بِالْحَقِ maknanya datang dengan membawa kebenaran dan memantapkannya. <sup>21</sup> Makna ayat tersebut menurut A. Hassan adalah apa yang kami katakan kepada kamu adalah semata-mata wahyu dari Allah bukan kemaun hawa nafsuku. <sup>31</sup>
- Qadzafa, berarti "menaruh", "memasukkan", "meletakkan". Seperti firman-Nya, أَن افْدَفِيهِ فِي (meletakkan". Seperti firman-Nya) التُأْبُوتِ الثَّابُوتِ (yaitu): 'Letakkanlah ia (Musa) ke dalam peti....' (Q.S. Thaaha [20]: 39) dikatakan: فَنف meletakkannya).<sup>41</sup>

Ada perbedaan antara اَلْغَايِفُ dan الْغَايِفُ meski keduanya mempunyai arti "melempar", hal ini di dasarkan pada kemerduan suara (attarkhiim). Adapun الْغَايِفُ ialah melempar dengan tongkat (al-khaadzif bil-hashay). Sedangkan أَنْفَايِفُ ialah melempar dengan batu (al-qaadzif bil-'ashay). المنافة

## (قَرَأُ) Qara-a

Firman-Nya, فَإِذَا قَرَاتُ الفُرْدَانُ فَاسْتَبِدُ بِاللَّهِ مِن Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta pertindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. (Q.S. An-Nahl [16]: 98)

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 9 him. 276-277 maddah مودف

ق ذ ف 1. *Ibid*, jilid 9 hlm. 276-277 maddəh

غ ذ ف 2. *Ibid*, jilid 9 hlm. 276-277 maddah

<sup>3.</sup> A. Hassan, Op. Cit., catatan kaki no 3154 hlm. 845.

<sup>4.</sup> Mu'jam al-Wosiith, juz 2 bab qaf hlm. 721.

ق د ف S. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 9 hlm. 276-277 maddah ف د ف





#### Keterangan

Dikatakan: فَرَاتُ الفَوْانُ , artinya kamu hendak membaca Al-Qur'an. Yakni, ungkapan dengan fi'il madhi (arti telah, sudah) dengan makna fi'il mudhari' (makna akan, sedang). Seperti dikatakan, apabila kamu hendak makan, maka bacalah basmalah, dan apabila kamu hendak pergi maka bersiap-siaplah.

Di dalam Kamus disebutkan, أَيَّوْنَا وَقُرْأَنا وَاقْتُرَا ialah بَنَطُق بِاللَّكَثُوبِ فِيْهِ, "membaca". Kemudian untuk arti lainnya ialah: قَرَأَ عَلَيْهِ السُّلَامُ, yakni قَرأَ الشَّيْنِ, "menyampaikan"; dan الْقَاهُ, yakni بطائع , "mengumpulkan"; dan بُخمَعَهُ, yakni شسبطرائع, "mempelajari". Sedangkan istiqraa" (السُبطرائة) ialah upaya penyelidikan dari apa yang dibaca untuk mencari jawaban.<sup>2</sup>)

Adapun firman-Nya, فَإِذَا فَوْالْهُ فَالْبِهِ فُرْمَالِهِ. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 18)

Qara'naahu ialah Jibril membacakannya kepadamu. Dan fattabi'qur-aana maksudnya ialah makadengarkanlahbacaannya danulang-ulangilah agar ia mantap di dadamu. <sup>3</sup> Dikatakan: aqra'tu fulaanan kadza, "aku telah membacakannya kepada si fulan seperti ini". Ibnu Abbas berkata: ketika Kami telah mengumpulkannya dan Kami telah menetapkannya di dadamu maka beramallah menurut apa yang ditetapkan-Nya. <sup>4</sup>

Adapun iqra' di dalam firman-Nya, الغن النبى خلق (Q.S. Al-'Alaq [97]: 1) adalah fiili 'amr (kata kerja perintah), "bacalah!". Yakni perintah membaca. Dan pengertian lainnya menurut ibnu Taimiyah dalam tafsirnya ialah "perintah membaca bukan perintah bertabligh (menyampaikan risalah)", oleh karenanya beliau menjadi seorang nabi. Dan qum fa-andzir adalah perintah memberi peringatan yang dengannya beliau menjadi rasul sebagai pemberi peringatan. Sekaligus menunjukkan perbedaan antara nabi dan rasul. <sup>91</sup>

## (قُرُوْء) 'Quruu

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَعْرَبُصَنَى بِالْفُصِيِّىُ ثَلاَثَةً فُرُوءٍ وَلاَ ,Firman-Nya يَجِلُ لَهُنُّ أَنْ يَكُمُنُنَ مَا خَلَقَ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228) المُخو

#### Keterangan

Kata غَزَوْ، sebagaimana yang tertera pada ayat di atas artinya "Haid", "suci". غُرَةُ adalah kata jamak dari غُرَةُ atau فُرَةُ (dengan didhammah atau difathah qaf-nya). Di dalam kalam Arab terpakai dengan makna al-haidhu(haid) dan ath-thahuru (suci) yang keduanya merupakan makna yang berlawanan. Di dalam Qamus dinyatakan: al-Qar'u (dengan difathahkan qaf-nya) dan al-Qur'u (dengan didhammahkan qaf-nya) yang berarti wa Imra-atun Haadhat wa Thaaharat. Sedangkan al-Haidh adalah ath-Thahurul-Waqti (perempuan yang dalam keadaan haid dan suci). dan bentuk jamak dari ath-Thahuru adalah Qur'un, sedangkan bentuk jamak dari al-haydhu adalah aqraa'un. Di sebagai alah agraa'un.

Asal kata al-Qur'u adalah al-ljtima'u. dan al-haidhu dinamakan quru-an, dikatakan demikian karena di dalam rahim perempuan masih terdapat gumpalan darah. Al-Ahfash mengatakan: اَقَرَاتُ الْرَاتُ لِلْرَاتُ أَلَى الْمُرَاتُ الْمُرَاتُ الْمُرَاتُ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُرَاتِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ المُعَالِمِينَ الْمُؤْتِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

Adapun dasar Al-Quru' dengan makna haid adalah sebagaimana ucapan penyair:

لَهُ قُرُوْوٌ كَقُرُوْوْ الْحَيْضِ

ia memiliki tempo sebagaimana tempo (jarak) perempuan yang haid.

Sedangkan dasar Al-Quru' dengan makna suci adalah sebagaimana syair:

مَوْرِثَةٌ عِزّاً وَفِي الْحَيّ رَفْعَةً أَنْ دَا مَا

لَّمَّا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوْءِ نِسَائِكًا

"Tingginya martabat hidup adalah mewarisi kemuliaan, ketika (anda) menyia-nyiakan kesucian istri anda".<sup>3]</sup>

Ar-Raghib menjelaskan bahwa *al-qur-u* hakikatnya adalah nama karena masuk waktu haid dari kesucian dan ketika nama tersebut

<sup>3.</sup> Lihat, Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 318.



<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 16.

<sup>2.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 1101-1102.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 1S1.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 414.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Kabir, juz 6 hlm. 262.

ئى: 1. Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 526 maddah

<sup>2.</sup> Qamus Al-Muhiith, juz 3 hlm 579 maddah, أَيْ يَ Muhtaarush-Shihhaah, hlm, 526 maddah أَيْ يَ

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

ungkapan: عشر مراة, sedangkan untuk *mudzakkar* 

bergabung untuk menghendaki dua makna antara suci dan haid, maka secara mutlak digunakan untuk arti salah satunya. Kemudian masingmasing dari dua nama tersebut disendirikan, yakni tidaklah al-qur-u itu nama bagi ath-thaahir semata dan bukan pula untuk nama bagi haid dengan dilalah bahwa kesucian tidak kelihatan bekas darahnya maka tidak dikatakan kepadanya dzaata quru'. Begitu juga orang yang haid yang secara terus-menerus keluar darahnya dan juga darah nifasnya tidak dikatakan seperti itu. <sup>1</sup>

Kata quruu' yang mempunyai makna suci dan haidh. Karenanya Imam Malik berpendapat bahwa quru' berrai bersih hingga menjadikan masa iddah menjadi 3 X bersih. Beliau mentarjih firman Allah Swt., مُعْطِلُقُواْ مُنُ لِعِنْتُهَا yaitu saat pertama kali bersih.21

Kata فُرُة adalah bentuk jamak dari فُرة, yang difathahkan *qaf-*nya, kemudian mentalak wanita dihitung dari mulainya dijatuhkan talak.<sup>3</sup>

Asy-Syangithi menyebutkan di dalam muqaddimah kitabnya, bahwa huruf lam pada kata li-'iddatihinna adalah lam at-taugif (menunjukkan waktu), sebagaimana diketahui bahwa talak yang sesuai menurut ayat tersebut adalah jika sang istri dalam keadaan suci. Pengertian seperti ini diperkuat dengan adanya karena ئَلاَيْهُ قُرُوْءِ karena ئَلاَيْهُ قُرُوْءِ huruf ta' (pada kata ثَلَاثَة) sebagai kata bilangan, yang menunjukkan bahwa kata yang disandingkan dengannya pengertiannya mudzakkar (maskulin), yakni ath-haar (اطهاز), sebagaimana perkataan orang Arab: الهُ تَلاَئَةُ أَطْهَارُوَ ثُلاَثُ خَيْضُ Di dalam kitab Jami'ud Duruus disebutkan tentang hukum 'adad dan ma'dud, bahwa 'jika hitungan dari 3 hingga 10 wajib berlawanan yakni mu'aanas disertai mudzakkar, atau mudzakkar beserta mu'annas. misalnya, untuk perempuan (mu'annas) dengan

## (فُرْنَانًا) Qurbaanan

Firman-Nya: Misalnya: إِذْ قَرْبًا قَرْبًا لَا كَانِهُ ....Ketika keduanya mempersembahkan korban.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 30)

(maskulin) diungkapkan: عشرة رجلا. المشرة رجلا.

Keterangan

Yakni, qurban yang pernah dilakukan oleh Qabil dan Habil. Al-qarbu dan al-bu'du adalah dua hal yang berlawanan. Dikatakan, فَرَيْتُ مُرَا وَفَرْيَانَا . Dan dipergunakan untuk tempat, waktu dan tentang penisbahan dan tentang kedudukan (sebagai bentuk penghormatan), perlindungan dan kekuatan, kekuasaan. <sup>21</sup> Seperti kata Qurbaanan yakni bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi istilah yang secara umum dipakai untuk penyembelihan binatang qurban, jamaknya والمقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة المقادة ال

Dalan bergurban, Allah Swt. menjelaskan: Hajj [22]: 37) Yakni, hanya ketakwaannyalah yang sampai kepada-Nya, Maksudnya, hanya amal qurban yang didasari dengan takwa itulah yang diterima Allah. Pengertian "hanya" pada ayat tersebut lantaran susunan kalimatnya hashr (berupa نَنْ ..... نَكِنْ, "tidak lain melainkan", "hanya"), yakni membatasi, menghabiskan dan membuang seluruh pengertian yang tak disebutkan selain yang terdapat dalam kalimat tersebut). Qurban, yang dalam istilah Qur'an surat Al-Hajj ayat 34 disebut منسكا, 4 berarti meng-Esakan Allah dan berserah diri kepadanya (فالهكم اله واحد فله اسلموا). Dan *at-taqwaay* pada ayat tersebut maksudnya, kemampuan seseorang membentengi masuknya kejahatan pada dirinya. 51 إَمْنِثَالُ ٱلْأَوَّامِرِ وَاجْتِنَابُ Yang secara umum adalah mengerjakan perintah-perintah-Nya dan) النُوَاهي menjauhi segala larangan-Nya. Karena amalan qurban adalah syariat agama, maka perlu teladan dalam mempraktekkannya, yakni Rasulullah saw...

Lihat, Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 413; persoalan ini saya hanya memaparkan sesuatu kajian dari sisi bahasa, maka lebih jelasnya, bagi pembaca kajian tersebut harus berdasarkan dengan hadis-hadis nabi yang sahih sebagai ketentuan hukumnya dan lajunya istilah quru' tersebut secara tepat dan dibenarkan oleh syara'.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairiy, Tofsir Al-Aisor, jilid 1, catatan kaki no. 654, hlm. 373, Daarus Sunnah; terjemah: M. Azhari Hatim, M.A. dan Abdurrahim Mukti, M.A. Cet ke-1 Jakarta.

<sup>3.</sup> Tafsir Jalalain, jlid 1 hlm. 125.

Adhwaa'ul Bayon Tafsiirul Qur'an bil Qur'an, muqaddimah, hlm.

<sup>1.</sup> Al-Ghulayini, Syeikh Musthafa, *Jami'ud Durus Al-'Arabiyyah*, Maktabal Al-'Ishriyah –Beirut(t.t), Już 1 hlm. 17.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, *Op. Čit.,* hlm. 414; lihat juga, *Mujam Al-Wasiith*, juz 2 bab qaf hlm. 723.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm, 414-415.

<sup>4.</sup> Lihat A Hassan, Op. Cit., hlm. 649.

S. Shafwaatut-Tafaasir, jilid 1 hlm. 194.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



karena beliaulah yang memberi contoh tentang tata cara berqurban. Maka mencontohnya berarti melaksanakan perintah-Nya. Dan dengan mencontohnya, maka segala kejahatan tidak pernah masuk bagi yang berqurban.

Maka berkiblat pada surat Al-Hajj ayat 34, bahwasanya berqurban itu hanya sematamata perintah Allah, dan hendak membuktikan penyerahan diri kepada-Nya. Begitu juga pesan dari surat Al-Maidah ayat 27 tersebut, yakni hanya keikhlasanlah qurban seseorang diterima Allah, sebagai bukti memurnikan ketaatannya kepada agama (mukhlishiina lahuddiin), dengan membersihkan segala hal-hal lain (kemusyrikan) yang menyertainya. الإن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

## (قَرَبَ) Qaraba

Firman-Nya, وَلاَنَقُرُنَا مَنُوا الشَّعَرَة Dan janganlah kamu mendekati pohon ini. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 35)

Keterangan

Al-Qarbu dan al-bu'du adalah dua hal yang berlawanan al-qarbu, "dekat", dan al-bu'du, "jauh". Baca Qurbaan.

Adapun firman-Nya, افْرَيْتِ السَّاعَةُ Telah dekat datangnya kiamat itu. (Q.S. Al-Qamar [54]: 1)

Maka *Iqtaraba* dan *qaraba* mempunyai arti yang sama, yaitu dekat. Dimaksudkan dengan dekatnya penghisaban ialah dekat masanya, yaitu kedatangan Kiamat.<sup>2</sup>]

Dan salah satu makna *qarbu* dari sisi waktu (az-zamaan).<sup>3</sup> Sebagaimana firman-Nya, النَّاسِ جسَائِيَمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 1)

Kata iqtaraba, dalam tinjauan ilmu sharaf termasuk dalam kategori khumasi mazid (tambahan dua huruf, alif dan ta), bukan mujarrad (asli tiga huruf, qaraba). Artinya tambahan tersebut dimaksudkan dengan penekanan (littanbih wa lit-ta'kiid) terhadap lafaz itu sendiri sebagai sesuatu yang sangat penting untuk disimak, direnungkan. Maka makna iqtaraba, berarti "benar-benar telah dekat". Dan menurut dua ayat di atas, berarti kedatangan kiamat itu benar-benar telah dekat. Dan saat-saat perhitungan amal manusia itu benar-benar telah dekat.

Tentang pengertian "kiamat" Ibnu Jarir meriwayatkan: مَنْ مَاتَ فَقَدَ قَامَتُ قِيَامَتُهُ, "Barangsiapa mati, sesungguhnya telah bangkittah Kiamatnya".<sup>11</sup>

## (قَرُهُ) Qarhun

Firman-Nya, اَإِنْ يَهْسَنَكُمْ قَارُحٌ فَقَدْ مَمَنَ الْقَوْمْ قَانٌ مِثَلِّهُ . Jika kamu dalam peperangan uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang badar) mendapat luka yang serupa. (Q.S. Ali-'Imran [3]: 140)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa أَفْنَ, ialah bekas gigitan senjata dan lainnya yang menimbulkan luka di badan. Ada pula yang berpandangan bahwa al-qarhu bermakna "bekas", dan al-qurhu yang bermakna "sakit". المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافق

## (قِرَدَةً) Qiradatan

Firman-Nya, کُونُوا فِرْدَةُ خَاسِيْنِ: Jadilah kamu kera yang hina. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 65)

#### Keterangan

Al-Qirdu jamaknya qirdatun. Dikatakan rupa mereka seperti rupa kera, dan ada pula yang mengatakan akhlak mereka seperti akhlak kera meskipun rupanya tidak seperti rupa kera. Maka dikatakan, فَلانٌ يُقَوِّدُ فُلانًا (si fulan menipu si fulan). <sup>31</sup> Kera adalah salah satu hewan yang dijadikan lambang kutukan oleh Allah kepada orangorang Yahudi: Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang yang dikutuki

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 416.



<sup>1.</sup> Lihat, Ibnu Manzhur, *Op. Cit.,* jilid 7 hlm. 26 maddah خ ل من *Tafsir* Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 101.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 4.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 414.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid 3 juz 6 hlm. 197.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 2 juž 4 hlm. 67.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Allah dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah Thagut?" Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 60)

Dan pada ayat lain dinyatakan dijadikannya mereka sebagai kera, lantaran mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah kamu kera yang terhina". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 164, 165) Baca Fasig.

## (قُرُةُ عَيْنَ) Qurratu 'ainin

Firman-Nya, َ غُرَّهُ عَنِي لِي وَلَكَ (la) bìji mata bagiku dan bagimu. (Q.S. Al-Qashash [28]: 9)

Keterangan

Dikatakan: qarrat bihil-'ain (وَرَتْ بِهِ الْغَيْنَ) maksudnya ialah bergembira dan senang karena dia. Makna yang sama tertera juga di dalam bunyi ayat, انْفَرْعَيْنَا: Senang hatinya. Yakni, saat kembalinya Musa a.s. di peraduan ibunya. (Q.S. Thaaha [20]: 40)

## (قَرَارٌ) Qarar

Firman-Nya, فَوْرَدٌ مَكِينٌ Tempat yang kokoh (rahim). Yakni, tempat menyimpan air mani. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 13)

Keterangan

Qararan: tempat tinggal.<sup>21</sup> Misalnya bumi, sebagai tempat menetap, اَمُنَ جَعَلَ الْأَرْمَلَ قَرَارًا: Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, (Q.S. An-Naml [27]: 61) sedangkan akhirat dinyatakan dengan, ذارَ الْفُوارِ. Negeri yang kekal. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 39)

Makna lain dari kata *Qaraar* adalah "tetap" (tegak). Dan kalimat yang buruk diumpamakan sebagai pohon yang buruk, dan Al-Qur'an menyifatinya dengan, اجَنْلُتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ (Pohon) yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. (Q.S. Ibrahim [14]: 26)

Adapun mustaqarrun adalah isim maf'ul, artinya yang menjadi tempat ketetapan. Misal-

nya keberadaan matahari, وَالشَّمَانُ تَجْرِي لِمُسْتَقَوِّ لَهُا (Q.S. Yasin [36]: 38) Maka, *Li-Mustaqarriha* maksudnya ialah di sekitar tempat tinggal matahari, yakni pusat peredarannya. ال

Sedang firman-Nya, وَهُوَ النَّذِي النَّشَاكُمُ مِنْ نَفْسِ (Q.S. Al-An'aam [6]: 98) واحِدةٍ فَمُسْتَقَدٌّ وَمُسْتَوَدَعٌ Maka, al-mustaqarru ialah tempat menetap dan bermukim. Sebagaimana firman-Nya, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 36)<sup>2</sup>]

Begitu pula *Mustaqirrun* ialah diam dan tetap dalam keadaannya. <sup>31</sup> Sebagaimana firman-Nya, فَلْمُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ مَدَّا مِنْ فَطْلِ رَبِي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَمْ نَكُفُرُ Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). (Q.S. An-Naml [27]: 40)

Mustaqirrun (مُسْنَعْتُهُ) ialah berakhirnya suatu tujuan, di mana urusan itu terdapat ketetapan, Misalnya: Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiaptiap urusan telah ada ketetapannya. (Q.S. Al-Qamar [54]: 3) Atau mustaqarrun berarti "waktu terjadinya", misalnya بَرُعُن تَبُرُ مُسْنَفُرٌ Untuk tiaptiap berita yang dibawa oleh rasul ada waktu terjadinya.... (Q.S. Al-An'aam [6]: 67)

Al-Mustaqarru (السَّنَقَوُ): Tempat kembali. Sebagaimana firman-Nya, إِنِّ رَبِكَ يَوْمَبِدُ السَّنَقَةُ kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 12)

## (قَوَارِبُراً) Qawaariira

Qawaariira: Kaca. Yakni, Istana Sulaiman a.s. yang terbuat dari perselin laksana kaca. (Q.S. An-Naml [27]: 44)

Sedang firman-Nya, وَأَكُوَابِ كَانَتُ قَوَارِيزِ: Pialapiala yang bening laksana kaca (salah satu hiasan di dalam surga). (Q.S. Al-Insan [76]: 15)

Maka, *Qawaariira* yang tertera pada ayat tersebut, menurut Ibnu Katsir, bahwa ini termasuk sesuatu yang tak ada bandingannya di dunia. Telah dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a., "Tidak ada satu pun di dalam surga itu melainkan telah

<sup>3.</sup> Ibid, plid 7 juz 19 hlm. 139.



<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm 36.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 146.

<sup>1.</sup> *ibid.* jilid 8 juz 23 hlm. 8.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 3 juz 7 hlm. 196.

## ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



diberikan kepada kamu yang serupa dengannya di dunia kecuali *qawaarir* dari perak".<sup>1]</sup>

Al-Qawaariira adalah kata bentuk jamak, dan mufradnya adalah *qarurah*, yaitu wadah yang tipis yang terbuat dari kaca.<sup>2</sup>]

## (فَرْضِأُ) Qardhan

Firman-Nya, وَإِذَا غُرَيْتُ نَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ...dan apabila matahari terbenam, cahayanya meninggalkan mereka di sebelah kiri.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 17)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa تَقْرِطَهُمْ, ialah menjauhi mereka. Menurut Al-Kisa'i, bila orang mengatakan, فَرَضْتُ الْكَانَ, Yakni, 'saya menjauhi tempat itu dan tidak mendekatinya'. <sup>3</sup>!

Makna asal اَلْفَرُضَ, adalah الْفَرْضَ, yakni "meninggalkan tempat dan melaluinya". sedang harta yang diberikan kepada seseorang dengan syarat dikembalikan gantinya dinamakan *al-qardhu*.<sup>4</sup>]

Adapun firman-Nya, قَرْضا حَسَنا: Pinjaman yang baik. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 18)

Maka *qardhan hasanan* maksudnya ialah pembelanjaan yang disertai dengan niat yang ikhlas untuk memperoleh keridaan Allah, dan tidak mengharap balasan dari orang yang diberi.<sup>5</sup>J

## (قِرْطَاسٌ) Qirthaasun

Dikatakan, اَلْفِرْطَاسُ وَالْفِرْطَاسُ وَالْفِرْطَاسُ. Semuanya menunjukkan arti lembaran yang tetap, yang di dalamnya terdapat tulisan. أَغَخَلُونَا yang tertera di dalam firman-Nya, غَجْنُلُونَا وَتُحْفُونُ كَثِيرًا ....kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. (Q.S. Al-An'aam [6]: 7, 91)

## (اَلْقَارِعَةُ) Al-Qaari'ah

وَلاَ بَرَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيهُمْ بِمَا صَنَعُوا,Firman-Nya -Dan orang :قَارِعَةٌ أَوْ نَحُلُ قُرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ خَتَى يَأْتِيَ وَعُدُ اللَّهِ

Ringkoson Ibnu Kotsir, jilid 4 hlm. 880.
 Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 167; Lihat juga, pada jilid 7 juz 19 hlm. 142 surat An-Naml ayat 44.

3. Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 124.

5. Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 173.

orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 31)

#### Keterangan

Qaari'ah ialah musibah yang memukul hati. 13 Menurut Ats-Tsa'alabi, adalah setiap yang menimpa kepada manusia dengan keras. 23 Al-Qaari'ah adalah salah satu istilah yang pengertiannya tentang hari Kiamat. Sama seperti al-haaqah; ash-shakhkaah; ath-thaammaah dan al-ghaasyiyah. Dikatakan sebagai hari Kiamat karena ia menggetarkan hati yang disebabkan adanya bencana ketika itu. Dalam hal ini bencana biasa yang besar pun juga dinamakan al-Qaari'ah, sebagaimana yang tercantum dalam ayat di atas. 31

## (قَرَفَ) Qarafa

Firman-Nya, ژَبَنَ بَقَتُرِفَ حَسَنَةً نَرَدَ لَهُ فِيهَا حَسَنًا Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan pada kebaikannya itu. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 23) lihat juga, surat At-Taubah [9]: 25)

#### Keterangan

Dikatakan, وفترف , artinya ialah mendapatkan harta sedang iqtaradz-dzanba, berarti melakukan dosa. Sedangkan نشفون: Orang-orang yang mengerjakan. Seperti dinyatakan: Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (setan) kerjakan. (Q.S. Al-An'aam [6]: 113)

## (فَرَنَ) Qarana

Firman-Nya, وَقَرَنَ فِي بَيُوبِكُنَ Dan hendaklah (Q.S. Al-Ahzab [33]: 33)

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 4; Ar-Raghib menjelaskan bahwa asal oi-qorju adalah kulit pepohonan, Sedang sesuatu yang diambil darinya disebut qirfun. Adapun kata ai-iqtiroof dapat dipergunakan untuk perbuatan baik maupun buruk, Lihat, Mu'jam Mujrodot Alfaozhui Qur'an, him. 416.



<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 416; Tafsir Al-Moraghi, µlid 5 juz 13 hlm.

قارطاس Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 172 maddah فارطاس

<sup>1.</sup> Tefsir Al-Maroghi, jilid 5 juz 13 hlm. 102; Shahih Al-Bukhari, <sub>I</sub>ilid 3 hlm. 150.

<sup>2.</sup> Ats-Tsa'alabi, Fighul-Lughah wa Sirrul-'Arabiyyah; Qitsmul-Awwat, hlm. 36.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 225.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan garna , اَقْرَرُنَ yang asalnya فَرُ يَقَرُ ), terambil dari فَرُ يَقَرُ ), lalu dibuang ra' yang awal dan difathahkan pada ayat diatas adalah fi'il فزن pada ayat diatas adalah pi'il 'amr (kata kerja perintah) dengan mabni sukun (gar, فز) dan disambung dengan nun niswah (nun yang merujuk kepada makna perempuan), sebagai dhamir(kata ganti) yang statusnya tetap fathah (هُونَ dan menjadi fa'il (pelaku).2] Az-Zamakhsyari menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa kata فزن sama halnya dengan ظلم: dan tentang pengambilannya berasal dari apabila bersepakat (اذَا اجْنَمَعَ), dan oleh وَقَارَ يَقَارُ htetaplah وَإِخْتُمِعُوا فَتَكُونُوا قَارَةُ :karenanya dikatakan وإَخْتُمِعُوا فَتَكُونُوا قَارَةً kalian (istri-istri nabi) dalam kebersamaan agar kalian menjadi tenteram!"31 Di dalam tafsir Depag dijelaskan Qarna dimaksudkan, Istri-istri Rasul agar tetap di rumah, dan keluar rumah apabila dibenarkan oleh ketentuan syara'. Selanjutnya, perintah seperti ini berlaku untuk semua mukminat.4]

Ayat di atas berkenaan dengan adab sebagai istri rasul, selengkapnya dinyatakan: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias seperti hiasan jahiliyah terdahulu; maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ta'atilah Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlu bait dan bersihkan kamu sebersih-sebersihnya. (al-ayah)

Adapun firman-Nya, عَفَرُوْنِينَ فِي الْأَصَفَاءِ. (orangorang yang berdosa pada hari itu) diikat bersamasama dengan belenggu). (Q.S. Ibrahim [14]: 49) Maka, Muqarraniin artinya "terikat". أو Sedang Fil-ashfaad, adalah kata dalam bentuk jamak dari shafadun (مَصْفَد), yakni "dalam belenggu". أو وَأَخْرِينَ مُعْرَبِينَ مُعْرَبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينَ عُلِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْعُمْمِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينِ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِعِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينَ مِنْ الْعُمْمِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينَ مِنْ مُعْرِبِينَ فِي الْعُمْمِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ فِي الْمُعْمِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَ مُعْرِبِينَا مُعْمِينَ مُعْمِينَ مُعْمِينَ مُعْمِينَ مُعْمِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِينَ مُعْرِبِينَا مُعْمِعِينَ مُعْمِينَ مُعْرِبِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مِنْ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِينَ مُعْمِعِع

## (قَرْنٌ) Qarnun

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-qarnu ialah manusia pada setiap masa. <sup>11</sup> Selanjutnya, al-qarnu dimaksudkan dengan "kaum yang hidup dalam satu masa yang dibatasi sampai empat puluh, delapan puluh atau seratus tahun". <sup>21</sup>

Di beberapa ayat kata-kata qarnu dinyatakan, زكمُ أَهَلَكُنا قَيْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنَ أَتَانًا وَرِئْيا . Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. (Q.S. Maryam [19]: 74)

Adapun firman-Nya, الفَرُون الأَولَى: Generasigenerasi yang terdahulu. (Q.S. Al-Qashash [28]: 43) Maka, al-quruunul-uulaa maksudnya ialah mereka dari kaum Nuh, Hud, dan Saleh.<sup>3]</sup> Seperti dinyatakan, وَمُمُ اَفَلَكُنَا مِنَ الْفَرُونِ مِنْ يَعْبِ لُوحٍ وَكَفَى بِرِتَكِ كَمُ افْلَكُنَا مِنَ الْفُرُونِ مِنْ يَعْبِ لُوحٍ وَكَفَى بِرِتَكِ Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya. (Q.S. Al-Israa' [17]: 17)

## (قَرِنْنٌ) Qariin

Firmán-nya, وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِبنًا فَسَاءُ قَرِبنًا Barangsiapa mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 37)

#### Keterangan

Qariin, artinya "teman setia". Dan qariin pada ayat tersebut adalah setan-setan itu menjadi teman akrab yang selalu menyertai orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Begitu juga bunyi ayat, وَقَال قُرِينَهُ مُلَانًا مَا لَذِي عَتِيدٌ (Q.S. Qaaf [50]: 23) Maka, Qaala qariinuhu ialah setan yang menyertainya. <sup>4</sup> Yakni setan menyerahkan catatan amal buruk teman setianya (orang-orang yang durhaka) kepada pelakunya.

## (ٱلْقَرْنَةُ) Al-Qaryah

وَقَالُوا لَوْلاَ نَزِّلَ هَذَا الْفُرْءَانُ عَلَى رَجْلِ مِنْ Firman-Nya, وَقَالُوا لَوْلاَ نَزِّلُ هَذَا الْفُرْنَائِنِ عَظِيم Dan mereka berkata: "Mengapa Al: الْفُرْنَائِنِ عَظِيمِ Qur-an ini tidak diturunkan kepada seorang besar

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 198.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 22 hlm. 5.

<sup>2</sup> Shaleh, Bahjat 'Abdul Wahid, I'roabul Mufoshshal Al-Murattol lii-Qur'on, jilid 9 hlm. 253, Cet. Ke-2 tahun 1418 M/ 1998 M; Daar Al-Fikr, Beirut-Libanon.

Al-Kasysyaaf 'an Haqaarqt Tanzılı wa 'Uyuunul 'Aqaawiil fi Wujuuhit Ta'wiil, jilid 3 hlm. 260.

Depag, Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya), catatan kaki no. 1216 hlm. 672, CV. Syifa-Semarang.

S. Al-Maraghi, Op. Cit., pilid 5 juz 13 film. 164.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 164.

<sup>1.</sup> *lbid*, jilid 6 juz 16 hlm. 76

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 21.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 htm. 59.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Atfaazhul Qur'an



dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini?" (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 31)

Keterangan

Maka, minal qaryataini, artinya dari salah satu dua kota, yaitu Mekah dan Thaif. Adapun laki-laki dari Mekah yang dimaksud adalah Al-Walid Al-Mughirah. Dia disebut raihanatu Quraisy (keharuman kaum Quraisy). Sedangkan laki-laki dari Thaif adalah 'Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. 11

Al-Qaryah, menurut Ar-Ragib adalah nama tempat orang-orang berkumpul dan untuk semua orang; digunakan pada masing-masing dari kedua makna itu. المُعْنَا فِيهَا وَالْعَالَمُ اللَّهِيَّا وَاِنَّا لَمُسَالِهُ وَالْمَالِقُونَ (Q.S. Yusuf [12]: 82) maka was-alil qaryah, maksudnya "bertanya kepada penduduknya", yang dalam sunanul 'Arab disebut dzikrul makan wa iraadatuhu ahluha, "penyebutan tempat namun yang dimaksud penghuninya".

Sedang firman-Nya, وَاسْأَلَهُمْ عَنِ الْفَرْتِهِ الْتِي كَانَتُ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 163) طَضِرَةُ الْبُعْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبَتِ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 163) Maka, al-qaryah maksudnya ialah kota Uilah. Ada juga yang mengatakan Madyan, ada lagi yang mengatakan Tabariyah. Orang Arab biasa menyebut kota dengan qaryah.

Adapun firman-Nya, وَلَقَدُ أَتُوا عَلَى الْقَرْبَةِ الَّتِي أَمْطَرَتُ (Q.S. Al-Furqaan [25]: 40) Maka, al-Qaryah maksudnya ialah negeri Sodom, negeri terbesar kaum Luth.4

## (قَسَسُنْ) Qississiin

Qississiin: Pendeta-pendeta. Sebagaimana firman-Nya: Sesungguhnya kamu dapati orangorang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terhadap pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena mereka

itu tidak menyombongkan diri. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 85)

## (فَسَطَ) Qasatha

Firman-Nya, فَأَصْلِعُوا بَيْتُهَمَا بِالْعَدَالِ وَأَقْمِطُوا إِنَّ اللَّهُ maka damaikanlah antara keduanya :يُحِبُ الْفُسِطِينَ dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 9)

Keterangan

Aqsathu maksudnya ialah berlaku adillah dalam setiap urusan kalian. Al-iqshaath pada asalnya ialah menghilangkan (al-izaalah). Sedang الفسط (huruf Qaf difathahkan) berarti menyimpang dari kebenaran. Adapun al-qaasith ialah orang yang menyimpang dari kebenaran, القاسطون فكانوا لِجَهْنَم، Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api neraka Jahannam. (Q.S. Al-Jin [72]: 15)

Firman-Nya, شَهْدَ اللَّهُ الْإِلَّهُ إِلَّا هُوَوَالْلَائِكَةُ وَأُولُوالْعِلْمِ Errman-Nya, شَهْدَ الْخُرِيرُ الْخُكِيمُ (Q.S. Ali 'Imraan; [3]: 18) Maka, bil-qisthi maksudnya ialah dengan keadilan dalam agama, syariah, alam semesta dan tabiat alami.<sup>21</sup>

Al-Qisthu dan al-qisthaasu maknanya al-'adlu (adil) adalah lughat Romawi. 3 Ia adalah kata yang menjelaskan tentang keadilan seperti halnya timbangan (al-miizaan). 4

## (ٱلْقِشْطَاسُ) Al-Qisthasu

Firman-Nya, وَزِنُوا بِالْقِسَطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ dan timbanglah dengan neraca yang benar. (Q.S. Ak-Isra' [17]: 35)

Keterangan

Al-Qisthaas (huruf Qaf dikasrahkan), atau al-qusthaas (huruf Qaf didhammahkan) artinya "timbangan".<sup>5]</sup>

#### (قُسَمَ) Qasama

Firman-Nya, هَلُ فِي ذَٰئِكَ فَسَمٌ لِنِي جِعْرِ Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat

25.

<sup>1.</sup> *Tofsir Al-Maraghi*, jilid 9 juz 25 hlm, 82. 2. Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 417; *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 5 juz 13 hlm.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm 92.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maroghi, plid 7 juz 19 hlm. 15.

<sup>1.</sup> Ibid., jilid 9 juz 26 hlm. 130; Ar-Raghib menjelaskan bahwa *al-qisthu* adalah bagian yang adil (*an-nashiibu bil-'adh*). Seperti kata *an-nishfu* dan *an-nashfah. Mu'jam Mufradat Alfaazhul Qur'an*, hlm. 416.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 117

<sup>3.</sup> Az-Zərkəsyi, Al-Burhan fii 'Uluamil Qur'an, jilid 1 hlm. 288.

<sup>4.</sup> Lihat, Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 418.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 31.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



diterima) oleh orang-orang yang berakal.(Q.S. Al-Fajr [89]: 5)

Keterangan

Qasamun lidzii Hijr, menurut A. Hassan, Qasam adalah perhatian. Dinyatakan; perhatian itu salinan dari kalimat "qasam". Maka qasam itu artinya "sumpah". Maksudnya, menyuruh kita perhatikan sesuatu yang dibuat sumpah. Karena kandungan sumpah adalah menyuruh memperhatikan. <sup>1</sup>

Adapun firman-Nya, نَا أَفْسِمُ بَهُذَا الْبَلْدِ. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). (Q.S. Al-Balad [90]: 1)

Kata أَفْسِم 's': Aku bersumpah. Orang Arab menambahkan kata *La* di dalam hal *qasam*, sebagaimana dikatakan oleh Amrul-Qais:

لأوبيثك أبنة الغامري

لاَ يَدُّعَى الْقَوْمُ أَنِّي أَفِرُّ

"Demi bapakku, wahai putri al-Amiri, orang-orang tidaklah menuduhku melarikan diri.

Sebagian orang berpendapat, bahwa la nafiyah (negatif), adalah sangkalan terhadap pembicaraan sebelumnya, dan sekaligus sebagai jawaban bagi mereka. Apabita seseorang dari mereka berkata: لا وَالِه لَقَعَلْتُ كَذَا , artinya tidak, demi Tuhanku aku tidak akan melakukan yang demikian. Maka yang dimaksud dengan ucapan la adalah sangkalan terhadap pembicaran sebelumnya. 21

Sejumlah ayat yang memuat kata *qasama* (sumpah), dan obyek yang dijadikan sumpah, antara lain:

- 1) Tentang orang-orang berdosa. Seperti firman-Nya, القَضِمَ النَّجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ (Dan pada hari terjadinya kiamat), bersumpahlah orangorang yang berdosa; "Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat saja". (Q.S. Ar-Ruum [30]: 55)
- 2) Tentang turunnya Al-Qur'an. Seperti firman-Nya, وَإِنَّهُ لَفَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ (٧٥) وَإِنَّهُ لَفَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْءَانَ كُوبِمٌ (٧٣) فِي كِنَابٍ مُكُنُونِ (٧٦) لاَ يَعَسَهُ (٨٠) لاَيْنَ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) تَبْرِيلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) bersumpah dengan masa turunnya bagian-

bagian Al-Qur'an. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Sesungguhnya ia benar-benar al-Qur'an yang mulia. Yang tidak disentuh melainkan yang disucikan. Diturunkan secara bengangsur-angsur dari Tuhan semesta alam (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 75-80)

- 4) Tentang penguasa timur dan barat. Seperti firman-Nya, فَلاَ أَفْسِمْ بِرَبُ النَّشَارِقِ وَالْتَعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ Maka Aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat sesungguhnya Kami benar-benar Mahakuasa. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 40)
- 5) Tentang hari Kiamat. Seperti firman-Nya, الله المجاهة Aku bersumpah dengan hari Kiamat. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 1)
- Tentang nafsu lawwamah. Seperti firman-Nya,
   Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).
   (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 2)
- 7) Tentang bintang-bintang yang beredar dan tenggelam. Seperti firman-Nya, \*فلا أَفْسِمْ بِالْخُفْلُورِالْكُنُسِ \*وَاللَّبْلِإِذَا عَسْمَسَ \*وَالصَّبْلِعِ إِذَا تَنْفُسُ Aku bersumpah dengan bintang-bintang, yang beredar dan terbenam, demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya, dan demi Subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. (Q.S. At-Takwir [81]: 15-18)
- 8) Tentang syafaq. Seperti firman-Nya, فَلَا السَّفَقِ \* وَاللَّبُلِ وَمَا وَمَقَ \* وَالْقَمْرِ إِذَا الْسَقَ sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. (Q.S. Al-Insyiqaaq [84]: 16-18)

## (قَسْوَةً) Qaswah

Firman-Nya, نَوْجَعَلْنَا قُلُونَهُمْ قَاسِيَةٌ Kami jadikan hati mereka keras membatu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 13)

<sup>1.</sup> A. Hassan, Op. Cit., hlm. 1204

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 144

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Al-Qaswah (اَلْفَسُوْفَ) adalah ghilazhul-qalbi (kerasnya hati), yang asalnya dari batu yang keras (hijrun qaasin). الله قَسَنَتْ قُلُونُكُمْ نَافِعِهُ اللهِ Seperti bunyi ayat, المُنْ قَسَنَتْ قُلُونُكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

Sedangkan Al-qaasiyatu quluubuhum maksudnya ialah yang keras hatinya, mereka adalah orang-orang terang-terangan kekafirannya. <sup>21</sup> Yakni hati yang berpenyakit: Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat. (Q.S. Al-Hajj [22]: 53)

## (فَشْعَرَةٌ) Qas'arah

Firman-Nya, نَهُمُ جُلُودُ الَّذِينَ يَعْشَوْنَ رَبُهُمُ جُلُودُ الَّذِينَ يَعْشَوْنَ رَبُهُم gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. (Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

Keterangan

Tagsya'irru: Gemetar, bergerak-gerak dan ngeri.<sup>3</sup> Di dalam *Qamus* dinyatakan: الْقُشْفَيْنِ, buah sejenis) ٱلْقِتَّاءُ adalah , قَنْفُدُ buah sejenis أَخَذِتُهُ قُشَعْرِبُرَةٌ yakní إِقْشَعِرُ جِلْبُهُ mentimun). Dan (kulitnya yang mengerut karena menggigil). , paceklik, gersang) أَمْخَلَتُ berarti إِفَشُعِرُ السُّنَّةُ Dan tahun yang kurang curah hujannya). 4 Taqsya'irru dimaksudkan dengan gambaran sebenarnya dan ciri utama orang yang takut kepada Tuhannya. Arti selengkapnya: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulangulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah, itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk. (Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

## (فَسْوَرَةٌ) Qaswaratun

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa فَسَوْنَهُ, adalah orang-orang yang memanah untuk berburu. Mufradnya adalah قَسُونَ Pendapat ini dikatakan oleh Sa'id bin Jabir, Ikrimah dan Mujahid.<sup>1)</sup> Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa أَنْوَنَهُ adalah wazan غَنْوَنَهُ dari al-qasru yakni al-qahru wa al-ghalabaah (kekuatan, perkasa).<sup>2)</sup> (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: 51)

## (قَصِدٌ) Qash-dun

Firman-Nya, نَمْتُهُمْ مُقْتَصِدٌ. Lalu sebagian mereka menempuh jalan yang lurus (Q.S. Luqman [31]: 32)

Keterangan

Al-Qashdu ialah lurusnya jalan (istiqaa-mahuth-thariiq). Dikatakan: قَصَنَتْ قَصَنَة بِهِ yakni menuju jalan yang sama (nahautu nahwahu).³]
Dan di dalam Mu'jam ditambahkan bahwa qashdu dengan difathahkan lalu disukunkan adalah: a), jalan yang lurus dan jalan tengah (al-l'tidaal); dan b) kehendak dan berusaha (al-iraadah wa al-ikhtiyaar).⁴] Sedang Muqtashid dalam ayat tersebut maksudnya ialah "menempuh jalan tengah", yakni jalan lurus, yaitu agama tauhid dan tidak membelok dari padanya untuk menempuh jalan yang lain.⁵]

Kata qashdun dalam sejumlah ayat diikuti dengan kata sabiil, misalnya, وَعَلَى اللّٰهِ فَصَدُ السّبِيلِ. Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (Q.S. An-Nahl [16]: 9) Dikatakan bahwa kata sabiilun qashdun dan sabiilun qashiidun, berarti 'jalan yang mengantarkan kepada apa yang kamu cari'. <sup>6</sup> Sedangkan Qashdus-sabiil dalam ayat tersebut maksudnya ialah al-bayaan (jalan yang terang). <sup>7</sup> Sedang firman-Nya,

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 419.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 127.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 159.

ق شي ع د A. Tartib Qamus Al-Muhiith, juz 3 bab qaf hlm. 626 maddah ف شي ع د الله عليه الله الله الله

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 139.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 187-188.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 419.

<sup>4.</sup> Mu'jam Lughotul-Fuqaho', hlm. 332.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm. 95.

<sup>6.</sup> *Ibid*, jihd 5 juz 14 hlm. 55.

<sup>7.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 153.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

**\_\_\_\_** 

(Q.S. At-Taubah [9]: قاصِدًا لاَتْبَعُوكَ وَلَكِنَ بِعَدَتَ عَلَيْهِمُ الشَّقُةُ (Q.S. At-Taubah [9]: 42) Maka, dikatakan sairun qaashidun dan safarun qaashidun. Yakni perjalanan yang mudah, tidak ada kesusahan untuk melakukannya. Berasal dari kata al-qashdu, yang berarti "lurus". 13

## (قَاصِرَاتُ) Qaashiraatun

Firman-Nya, قاصرات الطُرَف Bidadari-bidadari yang pendek pandangannya. (Q.S. Ar-Rahman (55]: 56)

#### Keterangan

Maksudnya, bidadari-bidadari yang hanya melihat kepada suami mereka saja, tidak memandang kepada yang lain. <sup>2)</sup> Sedang قصر أنفه dimaksudkan sesungguhnya suatu perkara besar telah memotong hidung pendek. <sup>3)</sup> Begitu juga kata maqshuuratun, sebutan bidadari surga, yang tertera di dalam firman-Nya, نفضورات في الخيام Bidadari-bidadari pingitan. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 72) Orang mengatakan: Imra'atun qashirah, dan Imra'atun maqshurah, artinya: Wanita pingitan yang senantiasa tinggal di rumah, tidak berjalan-jalan di jalanan. Qais Ibnu Al-Aslat berkata:

وَتَكُسَّلُ عَنْ جَارَاتِهَا فَيَزُوْ رُنَهَ وَتَعَثَّلُ مَنْ اَتَبَا نَهْنَ فَتَعَلُّرُ

"Wanita itu malas datang kepada tetangga-tetangganya sehingga tetanggatetangganya itulah yang berkunjung kepadanya. Dan ia enggan datang kepada mereka, namun dimaklumi uzurnya".4

## (قَصِرَ) Qashira

Firman-Nya, دوخوانهم يندُونهم في الفيّ ثم لا يقصرون dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 202)

#### Keterangan

Al-Iqshaar sama artinya dengan at-taqshiir (memendekkan). Maksudnya "meninggalkan", seperti kata orang, آفَصَرَعَلَى الأَمْر , "dia meninggalkan perkara itu dan mencegah diri dari padanya, sekalipun dia mampu melakukannya". <sup>5</sup>] Adapun firman-Nya, وَإِذَا طَبِرُبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ (Q.S. An-Nisaa' [4]: 101) Maka, Al-qashru adalah lawan dari aththuul (panjang). Dikatakan, qashartusy-syai' berarti saya memendekkan sesuatu. Dan an taqshuru minash-shalaat, "mengqasar salat", yakni mengurangi jumlah bilangan rakaat di dalam salat, misalnya salat zhuhur empat rakaat menjadi dua rakaat, begitu juga jumlah bilangan salat Ashar dan salat Isya'.

## (اَلْقَصَدُ) Al-Qashru

Firman-Nya, إِنَّهَا تَرْبِي بِشَرِرِ كَالْفُصَدِ sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 32)

#### Keterangan

Al-Qashru adalah setiap percikan api seperti istana dari beberapa istana karena besarnya. Ibnu Mas'ud membacanya kal-qushr, maknanya istana (al-qashuur).<sup>21</sup>

## (قُصِصُ) Qashash

Firman-Nya, أُخْسَنَ الْقَصَمُ : Kisah yang paling baik. (Q.S. Yusuf [12]: 3)

#### Keterangan

Al-Qashash ialah mengikuti jejak (tattabi'ul-atsar). Dikatakan مُضَنَّتُ أَنَّوهُ وَالْعُمَامُ الْالْالِيَّةِ وَالْعُمَامُ الْالْالِيَّةِ وَالْمُعَالِيِّةِ الْالْلِيْةِ وَالْمُعَالِيِّةِ الْالْلِيْةِ وَالْلَهُ الْالْلِيْةِ وَالْلَهُ الْلِيْقِيْقِ وَالْلَهُ الْالْلِيْةِ وَالْلَهُ الْلِيْقِيْقِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْةِ وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْمُعِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْمُوالِيِّ وَالْلِيْفِي وَالْلِيْفِي وَالْمُعِيْفِي وَالْمُعِلِيْفِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعِلِي وَلِيْفِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُعِلِّي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُعِلِيْفِي وَالْمُوالِيِّ وَالْمِيْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُوالِمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُعِي وَالْمُؤْفِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي وَال

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 125

<sup>2.</sup> Ibid, plid 9 juz 27 blm. 123.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm, 128.

<sup>4.</sup> fbid, jilid 9 juz 27 hlm. 128.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 149.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 138.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyoof, jut 4 hlm. 204. 3. Ar-Raghib. On. Cit., hlm. 419.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 37.

<sup>5.</sup> tbid, jilid 1 juz 3 hlm. 172; lbnu Manzhur menjelaskan al-qashshu adalah mengambil rambut dengan gunting (mencukur), yang asalnya of-qoth'u (memotong). Dikatakan: مناسبة, yakni saya memotong (qotho'tu). Sedang بناسبة, yakni kembali dari jalan yang dilalulnya dengan cara mengikuti jejaknya. Dan yakni kembali dari jalan yang dilalulnya dengan segala sesuatu (ash-shadru min kulli syari), dan ada yang mengatakan ia sebagai perantaranya. Lisaanul 'Arab, pilid 7 hlm. 73, 475 maddah ibu dilalulnya dengan berarti sejarah. Meminjam istil ah yang dikemukakan oleh H. Fu'ad Hashem, bahwa menurut Al-Qur'an, sejarah itu bukan sekadar kisah biasa, tetapi sesuatu yang mengandung pelajaran, yang manfatnya antara lam: a) sejarah juga mengandung logika dan memiliki kemampuan menjelaskan (explanatory power) tentang suatu hal yang mengadi permasalahan kontemporer; b) sejarah juga mampu memberikan-

# ~•**{**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (اَلْقَصِاصُ) Al-Qishaash

Firman-Nya, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَالُولِي الْأَلْبَابِ . Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 179)

Keterangan

Al-Qishaash, secara bahasa berarti "adil" ('adil), atau "persamaan" (al-mitslu). Dari kata ini terdapat kata miqshash (gunting), karena adanya kesamaan pada kedua sisinya. Begitu juga, al-qishshah (kisah) karena terdapat kesamaan dari suatu kisah yang diceritakan. 31

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa فضاص, dengan dikasrahkan qaf-nya adalah balasan terhadap suatu dosa (al-jazaa' 'aladz-dzanbi). <sup>4</sup> Sebagaimana firman-Nya: Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya kepadamu.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 194)

Perihal ayat di atas, Al-Maraghi menjelaskan bahwa cara qisas adalah cara yang dapat menghapus kejahatan pembunuhan, atau paling tidak mengurangi terjadinya pembunuhan. Banyak juga kata-kata yang mempunyai pengertian yang sama dengan ayat tersebut, di antaranya ialah perkataan mereka: الْفَقَالُ pembunuh akan menghapus pembunuhan; فَقَالُ الْبَعْضِ إِحْيَاءُ لِلْجَمِيْعِ: pembunuh akan menghapus pembunuhan; فَقُلُلُ الْبَعْضِ إِحْيَاءُ لِلْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْجَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ الْحَمِيْعِ

Tetapi kandungan makna dalam ayat tersebut tampak lebih ringkas, di samping mengandung makna dan manfaat yang tidak terkandung dalam ungkapan di atas. Sebab, jika seseorang yang melakukan pembunuhan tersebut terdorong oleh perbuatan aniaya, maka jelas kasus tersebut tidak berarti menghapus pembunuhan, tetapi justru memancing timbulnya pertumpahan darah. 11

Dan Qisas sendiri adalah peraturan yang pernah diterapkan kepada bani Isra'il, seperti hidung dibalas dengan hidung, mata dengan mata, dan seterusnya. Sebagaimana dinyatakan: وَكَنْبُنَا عَلَيْمَ فِيهَاأَنُّ التَّفَسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْآمِنِ وَالْجُرُوحَ فِصَاصَ فَعَن نَصَدُق بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن يَاللَّهُ فَأُولَائِكُ هَمْ الطَّالُونَ لِهَا اللَّهُ فَأُولَائِكُ هَمْ الطَّالُونَ (Q.S. Al-Maidah [5]: 45)

## (قَاصِفٌ) Qaashif

Qaashif ialah angin yang menumbangkan dan merusak pohon-pohon. <sup>21</sup> Qashif tertera di dalam firman-Nya, قاصِفًا مِن الرّبح: Angin topan. (Q.S. Al-Isra' [17]: 19)

#### (قَصِمَ) Qashama

Firman-Nya, وَكُمْ فَصَنْتُ مِنْ فَرَبُهِ كَانَتُ طَالِلَاً وَأَنْشَاتُنا عَلَيْكُ وَالْشَاتُنا عَلَيْكُ وَالْمَا عَاشِرِين Berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 11)

#### Keterangan

Al-Qashmu ialah pemecahan dengan memisahkan bagian-bagian dan menghilangkan

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 5 juz 15 hlm. 73.



<sup>=</sup> petunjuk bagi sikap dan tindakan di masa kini maupun di masa mendatang. Dengan perkataan lain, sejarah memberikan kemampuan prediksi; c) sejarah dapat merupakan rahmat, dalam arti menghindarkan suatu generasi dari kesalahan dan menunjukkan jalan ke arah keberhasilan. Hashem, H. Fu'ad, Sejarah Kehidupan Rosulullah Kurun Mekah, Mizan-Bandung, Cet. Ke-IV Dzulhijjah 1415/Mei 1995, hlm. 133.

<sup>1.</sup> At-Tashil li-'Uluumit-Tanziil, juz 1 hlm. 398-399.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid 5 juz 15 hlm. 175.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 60.

<sup>4.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahaa', hlm. 332.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maroghi, jilid 1 juz 2 hlm. 63-64.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



keseimbangannya. <sup>3</sup> Maksudnya berapa yang kami pecahkan dan hancurkan, sebagai ungkapan tentang kebinasaan dan kehancuran suatu kaum yang zalim. <sup>3</sup>

## (الْقُصُونَ) Al-Qashway

Misalnya, وَمُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى: Dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. (Q.S. Al-Anfal [8]: 42)

#### Keterangan

Al-qaswah adalah bentuk mu'annas dari alaqsha, yang artinya jauh. <sup>31</sup> Al-Qashay adalah albu'du (jauh), dan al-qushiyyu berarti al-ba'iid. <sup>41</sup> Begitu juga, افضى المينة: Ujung kota. (Q.S. Yasin [36]: 20); dan نشجيا الاقصى: Masjidil Aqsa. (Q.S. Al-Israa' [17]: 1)

Adapun firman-Nya, نافغ المنتهذات به فخدلته فالمنتهذات به فخدلته فالمنتهذات به فخدلته فالمنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهذات المنتهدات المنتهدات المنتهدات المنتهدات المنتهدات المنتهدات المنتهدات المنتهدات المنتهدات المنتهدا

## (قَصْبًا) Qadh-ban

Imam Asy-Syaukani menjetaskan bahwa الفطية والقصاء adalah الرطبة (yang basah). Dan tempat yang ditanami di dalamnya disebut المنطبة. Menurut Al-Qutaibi dan Ats-Tsa'labi bahwa penduduk Mekah menamkan buah anggur (al-'inab) dengan الفضية Al-Qadhbu adalah ma yu'kalu minan-Nabati ghadh-dhan thariiyyan, artinya tetumbuhan yang dimakan dalam keadaan segar. Dikatakan demikian, karena cara pengambilannya dengan dipetik langsung dari batang pohonnya secara berulang-ulang dari satu musim ke musim lainnya. Ilbnu Katsir menjelaskan bahwa Qadhban, adalah jenis sayuran yang biasa dimakan mentah oteh binatang. (Q.S. 'Abasa [80]: 28)

## (يَنْقَضُّ) Yanqandh-dhu (قَضَ

Firman-Nya, جدَارٌ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَصْ; Dinding rumah yang hampir roboh. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 78)

#### Keterangan

An yanqadha pada ayat tersebut ialah roboh dengan segera. Dalam pembicaraan, sering perbuatan manusia (makhluk berakal) disandarkan pada makhluk lain, seperti dikatakan:

يُربَدُ الْرُمْحُ صَدْرَ أَبِي بَرَاءٍ

وَيَعُدِلُ عَنْ دِمَاءٍ بَنِي عُقَيْلِ

"Lembing menghendaki dada Abu Bara', sebagai pembalasan qisas dari bani Uqail." 1 Baca Khidhir (isim 'alam).

#### (قَضَى) Qadha

Firman-Nya, يَيْقُصَ عَلَيْنَا رَكُك Biarlah Tuhanmu mematikan kami. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 77).

#### Keterangan

Al-Qadhaa' adalah memisahkan (menyelesaikan) perkara dengan perkataan maupun perbuatan.<sup>2</sup> Adapun *Liyaqdhi 'alaina*, berasal dari kata-kata *qadha 'alaihi*, yang artinya "mematikan dia".<sup>3</sup>

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa menurut ulama Hijaz القاضي maknanya menurut lugat adalah orang yang memutuskan terhadap berbagai persoalan yang menjadi ketetapannya. menurut الْفَضَاءُ Al-Azhari mengatakan bahwa penggunaannya disesuaikan bentuk konteks kalimat yang dirujuknya untuk artí انقطاعُ الشِّنيُ وتَمَامه (memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya). Dan setiap perbuatan yang telah diputuskan hukum atau telah disempurnakannya (أنة) atau diakhiri dan ditutup atau diwajibkan (أَذِي أَذَاءَ) atau diwajibkan (خُتمَ atau telah diberitahu (أعلم) atau telah (أوجب (أَنْفِذَ) atau yang telah berlalu (أَنْفِذَ) dijalankannya maka berarti ia telah menetapkan keputusannya.4

Berikut makna ƙata *qadha* yang tertera di beberapa ayat:

<sup>1. #</sup>bid, jilid 6 juz 17 him 11.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 421.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 6.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 421.

<sup>5</sup> Tafsır Al-Maroghi, pilid 6 juz 16 him, 43

Asy-Syaukani, Op. Ct., Cet. Ke-3 Daar Al-Fikr (1973M/1393H), jilid 5 him. 385

Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 46; lihat juga, Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 219

<sup>8.</sup> Ringkasan Tafsır İbnu Katsir, jılıd 4 hlm 915.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 4.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 421.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm 109

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., ıılid 15 hlm. 186 maddah نَوْمَنَ أَلَّهُ الْمُلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ اللَّهِ الْمُعْلِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّال

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- 1) Qadhaa berarti "menghilangkan", misalnya, نَمْ نَيْفَصُوا تَفْهُمْ: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka.... (Q.S. Al-Hajj [22]: 29) Maka, Liyaqdhu maknanya ialah hendaklah mereka menghilangkan.<sup>1</sup>
- 2) Qadhaa berarti "memutuskan", misalnya, وَأَنْفِرُهُمْ يَوْمُ الْغَوْمُونَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يَوْمُنُونَ (Q.S. Maryam [19]: 39) Maka, idz Qudhiyal amru, berarti ketika selesai pemberian keputusan bagi penghuni neraka untuk kekal di dalamnya dan bagi penghuni surga untuk tinggal selama-lamnya di dalamnya dengan penyembelihan maut. Di mana, penyembelihannya merupakan perlambang karena masing-masing golongan benar-benar memahami bahwa tidak ada kematian lagi sesudahnya. <sup>31</sup>
- 3) Qadhaa berarti "melakukan", misalnya, فَاقْضِ نَا أَنْتُ فَاضِ Maka putuskantah apa yang hendak kamu putuskan. (Q.S. Thaaha [20]: 72) yakni, al-qadha' dengan makna melakukan (al-'amal), maksudnya takukantah sebagaimana yang kamu hendak lakukan.<sup>4</sup>
- 4) Qadhaa berarti "memastikan", misalnya: وَلَنْجَعْلَهُ ءَايَةُ لِلنَّاسِ وَرْحْمَةُ مِثْنَا وَكَانَ أَمْرَا مَقْصِينًا (Q.S. Maryam [19]: 21) Maka, Maqdhiyyan maksudnya ialah pasti, telah terikat oleh ketetapan Kami yang azali. أ

Begitu juga firman-Nya, اختَنَا مَقَضِيًا. Suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian. (Q.S. Maryam [19]: 71)

- 5) Qadhaa berarti "menyelesaikan", misalnya: فَتَعَالَ اللَّهُ الْكِلْتُ الْحَقَّ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْفُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَى إِلَيْكَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْكِلْتُ الْحَقَّ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْفُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَى إِلَيْك (Q.S. Thaaha [20]: 114) Maka, Yuqdhaa ilayka wahyuhu maksudnya ialah Jibril selesai menyampaikannya kepadamu.
- 6) Qadhaa berarti "mewahyukan", misalnya:

- Q.S.) وَفَصَنِنَا إِلَى بَيْ إِسْرانِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَنِنَ Al-Isra' [17]: 4) Maka, *Qadhaina* maksudnya ialah Kami beritahukan melalui wahyu. <sup>11</sup>
- 7) Qadhaa berarti "memberi amanat", misalnya: ثِمَا كُنْتَ مِنَا لَأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مِنَ وَمَا كُنْتَ مِنَا الْفَرْبِيِّ إِذْ قَصْلِنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مِن وَمَا كُنْتَ مِن (Q.S. Al-Qashash [28]: 44) Maka, qadhainaa maksudnya ialah Kami amanatkan dan bebankan perintah serta larangan kami kepadanya.<sup>2</sup>]
- 8) Qadhaa berarti "menyempurnakan", misalnya: مَانَتَ فَضَى مُوسَى الْأَجْنَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ مَانَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. Q.S. Al-Qashash [28]: 29) Maka, qadhal-ajal berarti menyempurkan masa yang telah ditetapkan di antara mereka berdua. <sup>31</sup>
- 9) Qadhaa berarti "membunuh", misalnya: فَوَكَرَهُ (Q.S. Al-Qashash [28]: 15) Maka, fa-qadhaa 'alaihi maksudnya ialah maka dia membunuhnya dan menghabisi nyawanya. Begitu juga Firman-Nya, نَيْهَا كَانَتِ الْفَاضِيَة يَا (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 27) Maka, al-qaadhiyah maksudnya ialah yang menyelesaikan kehidupan, sehingga aku tidak dibangkitkan lagi sesudahnya. أ
- 10) Qadhaa berarti "mengukur", dikatakan: فضيّ الشّيَ قضيّا: متنعه و قدره artinya فضيّ الشّي قضيّا: (membuat sesuatu dan memberikan takarannya), seperti firman-Nya, يَوْمَنِ يَوْمَنِ يَوْمَنِ وَلَا يَعْمَلُ مُنْ مَنْ مَسْبَعْ سَمَوْاتِ فِي يَوْمَنِ (Q.S. Fushshilat [41]: 12) maknanya, مُخَلَقَيْنُ وَأَخْتُمْ خَلْقَيْنُ (أَعْلَمْ خَلْقَيْنُ وَأَخْتُمْ خَلْقَيْنُ وَأَخْتُمْ خَلْقَيْنُ وَأَخْتُمْ خَلْقَيْنُ وَمَنْتُهُنُ وَقَطْتَهُنُ وَأَخْتُمْ خَلْقَيْنُ مَصَالِعُهُمْ وقطته (lalu Dia menciptakan, mengerjakan, memutuskan dan menetapkan dengan berdasarkan ukuran penciptaan-Nya).

## (قَطِرَانٌ) Qaathiraanun

Al-Qithraan adalah minyak yang diperas dari pohon 'ar'ar dan pohon ulat sutera, seperti ter yang digunakan untuk mencat unta ketika dilatih. Dikatakan, minyak itu adalah ter yang berwarna hitam dan berbau busuk. Dan perkataan, مُنْنَفُ , berarti saya mencat unta itu. المُعِيْرُ اَهْنَافُمُ , berarti saya mencat unta itu. Dan inilah yang menjadi pakaian penghuni neraka,

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 164.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 suz 17 hlm. 106

<sup>2.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 50.

<sup>3,</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 53.

ق ص ا Manzhur, Op. Cit., jilid 15 hlm. 188 maddah ف ص

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 40.

<sup>6.</sup> Ibid, jihd 6 juz 16 hlm. 157.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 12.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 64.

<sup>3.</sup> Ibid, jılıd 7 juz 20 hlm. 53.

Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 42.

<sup>5.</sup> *ibid*, jilid 10 juz 29 hlm. 68. 6. lbnu Manzhur, *Op. Cit.*, yllid 15 hlm. 188 *maddah* اق ص

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

•

sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, مَوَابِيلُهُمْ بَنْ غَطِرَانِ: Pakaian mereka terbuat dari pelangkin. (Q.S. lbrahim [14]: 50)

## (ٱلْقِطُّ Al-Qith-thu

Firman-Nya, وَقَالُوا رَبُنَا عَجُالَ لَنَا قِطْتَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْجَسِنَابِ . Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab". (Q.S. Shaad [38]: 16)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa, أَلْبَطُّ , adalah Jatah, bagian, dan catatan tentang hadiah-hadiah. Dan bentuk jamaknya القُطُطُة. Al-A'sya berkata ketika ia memuji An-Nu'man Ibnu Munzir:

> وَلاَ ٱلْلُكُ النَّعْمَانُ يَوْمَ لَقِيْنَهُ يقيطُنه يُعْطِي الْقُطُوطُ وَ يَأْفَقُ

"Sesungguhnya raja Nu'man ketika aku menemui dia dengan gembira dia memberi jatah-jatah dan beramal saleh". <sup>1</sup>

Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Al-qiththu berarti ash-shahiifah, maksudnya lembaran kebaikan-kebaikan (ash-shhiifal-hasanaat).<sup>2</sup>

## (قَطَعَ) Qatha'a

Fírman-Nya, مُنْتُطَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنِهُمْ زُيْرًا كُلُّ جَرْبِ بِما لَدُهُمْ . Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing). (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 53)

Keterangan

Fa-taqaththa'uu dalam ayat tersebut maknanya ialah mereka memotong-motong dan merobek-robek. المُقطَعُ المُنْهَا المُقطَعُ المُنْهَا المُقطَعُ المُنْهَا المُقطَعُ المُنْهَا المُقطَعُ المُنْهَا المُقطَعُ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُعامِيةِ المُنْهَا المُؤوالمُزاد المُناهِ المُعامِيةِ المُنْهَا المُؤوالمُزاد المُناهِ المُعامِيةِ المُنْهَا المُؤوالمُزاد المُناهِ المُناهِ المُعامِيةِ المُنْهَا المُؤوالمُزاد المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناعِلَيةِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهِ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناعُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُنامُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُنامُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ المُناهُ الم

1. Ibid, plid 8 juz 23 hlm. 103.

Sedang firman-Nya, وَمُعَنَّنَاهُمُ النَّيْنِ عَظْرَةُ أَسْبَاطُا أَمْنَا. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 160) Maka, *Qatha'naahum* maksudnya ialah Kami jadikan mereka beberapa potongan atau golongan yang setiap golongan disebut sibth.<sup>1</sup>

Dan firman-Nya, وَفَصَّغْنَاهُمْ فِي الْخُرْضِ أَمْمًا مِبْهُمْ (Q.5. Al-A'raaf [7]: 168) Maka, Qaththa'naahum maknanya ialah Kami pilah-pilah mereka. <sup>2)</sup> Maksudnya, Kami pilah-pilah bani Isra'il di muka bumi ini menjadi beberapa golongan. Tiap golongan dari mereka kami tempatkan di suatu tempat di muka bumi. Sehingga di mana pun pasti ada orang Yahudi. <sup>3)</sup>

Adapun firman-Nya, کُلُمُ مُنْیَهُمُ کُلُّ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 93) Maka, Taqaththa'uu amrahum maksudnya ialah mereka menjadikan urusan agama berpotong-potong di antara mereka. 4)

Sedang قَطَعَ , yang berarti "terbelah". Seperti firman-Nya, فُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ : Bumi menjadi terbelah. (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 31)

Adapun firman-Nya, فُطِفَتَ لَهُمْ بِيَابٌ مِنْ نَارٍ akan dibuatkan untuk mereka pakafan-pakafan dari api neraka. (Q.S. Al-Hajj [22]: 19) Maka, فُطِفَتُ لَهُمْ falah ditetapkan bagi mereka. أَنَّا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيقًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

Sedang firman-Nya, نَاكُنْتُ قَاطِعَةُ أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada di dalam majlisku. (Q.S. An-Naml [27]: 32) Maka, Qaathi'atun amran berarti memutuskan dan memberlakukan perkara. 61

Dan firman-Nya, لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَقْنُوعَةٍ. Tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 33) yaƙni, buah-buahan yang ada di dalam surga.

Sedang firman-Nya, قَاْسُرِ بِأَمْلِكَ بِعِطْعٍ مِنَ النَّيْلِ (Q.S. Al-Hijr [15]: 65) Maka, *al-qith'u minal-lail* ialah sebagian dari pada malam, sebagaimana dikatakan:

إِفْتَحِي الْبَابَ وَانْظُرِي فِي النُّجُومِ

كُمْ عَلَيْنًا مِنْ قِطعِ لَيْلِ بَهِيْمٍ

"Bukalah pintu, pandanglah bintang. Tak jarang kita mendapat sebagian malam yang kelam".<sup>7]</sup>

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukharı, jilid 3 hlm. 186.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 28.

<sup>4</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab qaf hlm. 745.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 88.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 97.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 3 juz 9 hlm. 99.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm 68.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 101.

<sup>6.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 htm. 136. 7. *Ibid*, jilid 5 juz 14 hlm. 29.

## ENSIKLOPE Syaral

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (قَطَفُ) Qathafa

Firman-Nya, وَذَٰلِلَتَ فُطُوفُهَا نَذَٰلِيلُا; Dan buahnya dimudahkan memetik semudah-mudahnya. Q.S. Al-Insan [76]: 14)

Keterangan

Al-Quthuuf: buah-buahan, dan bentuk mufradnya adalah قَطْنُهُا قَالِيةً Begitu pula, tertera pula di dalam firman-Nya, قَطُوفُهَا قَالِيةً Buahbuahannya dekat. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 23)

### (قطمئرٌ) Qithmiir

Firman-Nya, وَٱلۡنِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَطۡلِكُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَطۡلِيرِ Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. (Q.5. Fathir [35]: 13)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, qithmiir adalah kulit luar dari sebuah biji dan menunjukkan perumpamaan terhadap sesuatu yang dekat.<sup>2</sup>]

#### (قَعَد) Qa'ada

Firman-Nya, فَصَّلُ اللَّهُ النُّجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى Firman-Nya, الْفَاعِدِينَ دُرَجَةُ Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta benda dan atas orang-orang yang duduk satu derajat. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 94)

Keterangan

Al-Qu'uud lawan dari al-qiyaam (berdiri), dan اَلْفَعَدُهُ dinyatakan untuk berulangnya duduk dan اَلْفَعَنُهُ menerangkan tentang "keadaan orang yang duduk". اَلْفَعَنُهُ terkadang menjadi kata jamak dari قاعلُ Sedang al-maq'ad adalah tempat duduk jamaknya maqaa'id. Sedang maqa'ida lil-qital adalah kinayah (sindiran) tentang keadaan yang diam ditempatnya yang menjelaskan perihal kemalasan.<sup>31</sup>

Maka Al-qaa'idiin dalam ayat tersebut di atas dimaksudkan dengan orang-orang yang duduk, yakni yang tidak ikut berperang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Yakni, kelompok orang-orang yang malas (qaa'idul himmah).41

Kelompok orang malas (qaa'idul-himmah), di antaranya dinyatakan dengan firman-Nya, الفَعْدُوا مَعُ الْفَاعِينِنُ: "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal". Arti Selengkapnya ayat tersebut berbunyi: Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka mempersiapkan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka: "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal". (Q.S. At-Taubah [9]:

Dan pada ayat 86 dari surat At-Taubah: Dan apabila diturunkan sesuatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya". Niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: "Biarkanlah kami duduk bersama orang-orang yang duduk". (Q.S. At-Taubah [9]: 86)

Sedang firman-Nya, وَلاَتُجُعْلَ يَدُكُ مُغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا Sedang firman-Nya, وَلاَتُجُعْلَ يَدُكُ مُغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا sanjanganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (Q.S. Al-Isra' [17]: 29)

Maka, al-qaa'idah dalam ayat tersebut ialah al-mabda' (cara, metode), 1 yakni cara membelanjakan hartanya dengan kikir dan boros adalah langkah yang menjerumuskan seseorang kepada penyesalan.

Adapun Al-Qawaa'id, adalah bentuk jamak dari qaa'idun, dan yang dimaksud adalah perempuan yang sudah tua, karena tidak mampu melakukan aktifitas. Begitu pula perempuan yang sedang haidh, sebagaimana firman-Nya, لَقَوَاعِدُ Perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung).<sup>21</sup>

Sedang, آلفَوَامِد juga berarti pondasi (bangunan). Yang tersusun oleh kayu yang di tempatkan menjadi suatu bangunan. أَفْ أَنَّى اللهُ بُنْيَاتُهُم مِنْ الْفُوَامِدِ, Sebagaimana firman-Nya ... : فَأَنَّى اللهُ بُنْيَاتُهُم مِنْ الْفُوَامِدِ, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya.... (Q.S. An-Nahl [16]: 26)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 167.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 423; Fothul Qodür, jilid 4 hlm. 243-344;
 Mujahid berkata: al-qithmiir adalah kulit tipis pada buah (h/oofotun-nawaat). (Q.S. Fathir [35]: 18). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 184.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm 424.

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 424.

<sup>1</sup> Ibid, hlm. 424.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 424.



(فَفَى) Qafay

Firman-Nya, وَقَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِاللوَّسَلِ: "dan Kami telah menyusuli sesudah Musa dengan rasulrasul." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 87)

Keterangan

Dikatakan: قُفُهُ بِهِ تَغْفِيهُ, "menjadikan dia mengikuti jejak orang lain". Kata qafay dimaksudkan, bahwa para nabi yang diutus Allah mereka tetap mengikuti hukum-hukum dengan berpedoman pada kitab-kitab para nabi sebelumnya. Mereka tetap mengikuti jejak langkah para nabi sebelumnya. 13

#### (قَلَتُ) Qalaba

Firman-Nya, يُغَلِّبُ اللَّهُ النَّيْنَ وَالنَّبَارَاتُيْ فَي ذَلِكَ لَعِيْرَةً لِأَولِي Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. (Q.S. An-Nuur [24]: 44)

Keterangan

Yuqallibullaahul-laila wan-Nahaara maksudnya ialah Allah mengatur malam dan siang, maka Dia mengambil kelebihan dari yang satu untuk ditambahkan kepada kekurangan yang lain, sehingga keduanya seimbang, serta mengubah keadaan keduannya dengan panas dan dingin.<sup>2]</sup>

Sedang firman-Nya, قَدْ نَرَى نَقُلُبُ وَجَهَاتَ فِي السَّمَاءِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 144) Maka, taqallubul wajhi fis samaa', maksudnya ialah menengadahkan wajah ke langit berkali-kali yang merupakan sumber dalangnya wahyu dan kiblat orang-orang ketika berdoa.<sup>31</sup>

Adapun firman-Nya, لا بَعْرُتُكُ تَفْلُبُ اللّٰذِينَ كَفَرُوا فِي "janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri." (Q.5. Ali 'Imraan [3]: 196) Maka, Fii taqallubihim maksudnya ialah dalam perjalanan mereka di negeri-negeri yang jauh untuk berusaha mencari rezeki.

وَأَحِيطَ بِنُمْرِهِ فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا , Firman-Nya, الْقَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل uslub ini menurut bahasa, berarti penyesalah dan keluhan. Karena orang yang sangat menyesal akan menepukkan salah satu tangannya pada tangan yang lain, dengan mengeluh dan menyayangkan. <sup>1</sup>

Firman-Nya, ثَعْنِهِ وَقَيْنُوا لَكُ الْأَمُورَ حَتَّى (Q.S. At-Taubah [9]: 48) Maka, dikatakan, Taqliibusy-syai': mengubah-ubahnya di setiap sisi dan memperhatikan setiap sudutnya. Maksudnya, mereka mengatur siasat dan tipu muslihat, serta memutar otak di setiap aspek untuk membatalkan agamamu.<sup>21</sup>

### (قَلْبٌ) Qalbun

Firman-Nya, يُّ قُلُومِهُمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا: Di dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 10)

Keterangan

Al-Quluubu (اثَفَانَوَ biasa diartikan hati, namun di sini artinya akal. Ungkapan semacam ini sudah lazim dalam kalam Arab. Jadi seakan-akan mereka telah menyadari bahwa akal manusia itu bisa dipengaruhi oleh perasaannya. Sebab perasaan itulah yang mampu mendorong sesuatu untuk berbuat. Sekadar sebagai bukti adalah ketika seseorang merasakan ketakutan atau kegembiraan, maka akal manusia bisa menjadi goncang.31

Dan 'alaa quluubihm merupakan dalil atas kelebihan hati (al-qalb) dari seluruh anggota badan, kata al-qalb diperuntukkan untuk manusia dan untuk selainnya. Al-Qalb adalah tempat berpikir (maudhi'ul-fikr), dan asalnya adalah masdar المُنْبَثُ الْفِينَةُ فَلْنَاءُ, apabila saya ragu-ragu untuk memulainya. Kemudian Lafaz ini dinukil lalu dengannya ia menjadi nama bagi anggota badan ini sebagai mahluk yang paling mulia, karena cepat khawatir dan karena keragu-raguannya sebagaimana dikatakan:

مَا شُمِّى الْقَلْبُ إِلاَّ مِنْ تَقَلَّبِهِ فَاحْذَرْ عَلَى الْقَلْبِ مَنْ قَلْبَ وَتَحْوِيْل

Tidaklah dinamakan hati selain karena goncangnya Maka berhati-hatilah terhadap hati orang dilanda kegoncangan.<sup>4</sup>

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 6 hlm. 96.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 117.

<sup>3.</sup> *tbid*, jilid 1 juz 2 hlm. 9. 4. *lbid*, jilid 5 juz 14 hlm. 87.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 147.

<sup>2.</sup> Ibid, filid 4 juz 10 hlm. 130.

<sup>3.</sup> Ibid, jilld 1 juz 1 hlm. 51.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Qurtobi, jilid 1 juz 1 hlm. 131.



lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa algalbu sendiri kadang-kadang diartikan dengan segumpal daging yang berbentuk daun pisau, terletak di sisi kiri dari tubuh manusia (jantung). Tetapi terkadang yang dimaksud ialah akal dan naluri kejiwaan yang kadang-kadang disebut dengan 'hati nurani' (dhamiir, yang tersembunyi). Di sana terletak penilaian terhadap bermacammacam pengertian, dan perasaan suka cita terhadap yang menyakitkan.11 Seperti yang tertera di dalam firman-Nya: Dan sesungguhnya Kami iadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 179)

ke dalam :عنَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدَرِينَ , Firman-Nya hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 194) Maka, 'alaa qalbika maksudnya ialah kepada ruhmu, karena dialah yang memahami dan mendapat taklif, bukan jasad.21 Dan 'Alaa galbika (kepada hatimu) menunjukkan bahwa kitab yang diturunkan itu dihafal, dan bahwa rasul mampu melakukannya. Di samping itu bahwa hati itulah yang sebenarnya diajak berbicara karena ia adalah wadah yang membedakan, memahami dan memilah-milah sesuatu, sedangkan seluruh anggota tubuh lainnya tunduk kepadanya.3 Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya: "Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal". (Q.S. Qaaf [50]: 37)

Sejumlah istilah qalbu yang termuat di beberapa ayat, berikut maksud yang dituju, antara lain:

- 1) بَفْنَى الْقُلُوب, "hati yang buta". Yakni hati yang ada di dalam dada (allatiy fish-shuduur) yang merampas haknyaa sebagai wadah memahami, begitu juga merampas hak telinga untuk mendengar. Yang demikian itu mereka tidak mengambil pelajaran dari kehancuran suatu kaum. (Q.S. Al-Hajj [22]: 46)
- 2) مُلْوَتِ الْكَافِرِيْنَ, "hati orang-orang yang ingkar". Yakni hati yang telah dikunci mati oleh Allah, karena mereka mendustakan bukti-bukti nyata yang dibawa oleh para utusannya (arrusul). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 101). Dan مُلْوِتُ مُنْكَرَةً "hati yang ingkar". Yakni hati orang-orang yang sombong(al-mustakbiriin). Mereka tidak beriman dengan kehidupan akhirat. (Q.S. An-Nahl [16]: 22)
- 3) وَلُوْتِ فَاسِنِةٌ, "hati yang membatu". Yakni hati yang tidak pernah dan lalai mengingat Allah. (Q.S. Az-Zumaar [43]: 22). Dan وَقُلُوْتِ فَاسِنِةٌ وَلَوْتِ مَرْضٌ , ialah hati yang ditumbuhi oleh keeinginan sebagai godaan yang dilancarkan oleh setan. Sedangkan keinginan (amaaniy) para nabi dan rasul, Allah menjaminnya dan menghilangkan godaan berupa keinginan (amaaniy) yang dilancarkan oleh setan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 52, 53)
- 4) اَتَوْلَفَةُ فَلَوْتِهُمْ, "hati yang lemah". Yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang keimanannya lemah. Dan merekalah di antaranya orang yang berhak mendapatkan jatah pembagian zakat. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)
- 5) فَنُوبُ الْتَجْرِينِيْنِ, "hati orang yang sengaja berbuat dosa". Yakni mereka yang senantiasa mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul dan memperolok-oloknya. (Q.S. Al-Hijr [15]: 11, 12)
- 6) فَلُوْتِ أَكِنَةٌ, "hati yang terdinding". Yakni hati orang-orang kafir; hati yang tak dapat memahami meski buktinyata dihadapannya, hal itu lantaran mengatakan: "Al-Qur'an itu tidak lain dongengan orang-orang terdahulu". (Q.S. Al-An'aam [6]: 25) Maksudnya merendahkan Al-Qur'an.
- 7) مُلُونِ حَمِيَةٌ, "hati yang diliputi keangkuhan". Yakni hati orang-orang kafir yang mendewa-



<sup>1.</sup> Tafsir At-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 111

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 7 juz 19 hlm. 103.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 hlm. 105





dewakan kebiasaan jahiliyah. (Q.S. Al-Fath [48]: 26)

- الله شَلْبَ الله "hati yang pasrah". Yakni, hati yang ditujukan kepada Ibrahim a.s., sebagaimana disebutkan pada surat Ash-Shaffaat [37]: 85, 93, 100, 103: a) karena ia berdakwah kepada bapaknya dan kaumnya untuk meng-Esakan Allah; menentang penyembahan terhadap patung-patung dan berhala yang tidak mampu memberi mudharat dan manfaat, sekaligus Ibrahim merusaknya; b) rela dirinya dibakar; 3) rela menyembelih putranya, Isma'il as. yang dengan perbuatannya Ibrahim juga sebagai orang yang sabar.
- hatí yang bertakwa". Yakní, hatí, "hátí yang bertakwa". yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, yang berarti mereka yang mengagungkan syiar Allah: a) tidak mempersekutukan Allah, berlaku ikhlas(hanif); menghilangkan kotoran yang melekat di badan, menggunting rambut, memotong kuku; b) menyempurnakan nazarnya; c) melakukan thawaf di rumah tua (Ka'bah); menjauhi berhala-berhala (yajtanibur-rijsa minalautsaan); dan menjauhi perkataan dusta(Q.S. Al-Hajj; 22: 29, 30, 31); d) mereka yang melakukan sa'i (lari-lari kecil) antara bukit Shafa dan Marwah. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 158)
- رَبْرِيْنُ الْفُلُوْبِ (hati yang terhiasi". Yakni hati yang cinta kepada keimanan dan benci kepada kekafiran, kedurhakaan, sehingga mereka itulah yang termasuk mengikuti jalan yang lurus (ar-rasyiduun). (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 7)
- المنبئ قلبة ("hati yang terbimbing". Yakni, hati orang-orang yang mendahulukan keimanannya kepada Allah, dan bahwa musibah yang menimpa seseorang sematamata atas izin Allah. (Q.S. At-Taghabuun [64]: 11)
- 12) قَلْبٌ مُنِينِهُ, "hati orang yang bertaubat", misalnya:مَنْ خَشْنَى الرُّحْمَنَ بِالْفَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Yakni hati orang yang takut kepada Ar-Rahmaan (Allah Swt.) meski dia tidak melihat-Nya. (Q.5. Qaf [50]: 33)

### (قَلَدَ) Qalada

Firman-Nya, لَهُ مَقَالِيدُ السُّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: Kepunyaan Allah-lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. (Q.S. Az-Zukhruf [39]: 63).

Keterangan

Maksudnya, Dia (Allah) yang memegang kebaikan langit dan bumi, dan keduanya sebagai tempat kembali keberkahan merupakan bentuk isti'arah (lafaz pinjaman) yang diserupakan dengan lafaz maqaalid. Makna ayat tersebut, ialah segala kerajaan, kekayaan dan rahmat ada pada-Nya. 11

Kata مَعْلِينَة berarti mafaatihu, dan termasuk lafaz mu'arrab (kata serapan). Magaalid berasal dari bahasa Persia yang hadir dalam bentuk jamak, sedang bentuk tunggalnya adalah بِقَيْبَة dan lafaz ini pun mu'arrab lagi pula masih dalam bentuk jamak, karena maqaaliidu adalah lafaz yang tergolong jam'ul-jam'i dan juga termasuk lafaz syadd (asing).<sup>21</sup>

#### (قَلاَئد) Qalaa-id

Al-Kalbi menjelaskan bahwa seseorang apabila hendak melaksanakan ritual haji ia dikalungi sebutir buah di lehernya, dan apabila kembali ia dikalungi sesuatu dari tangkal/batang pohon al-haram, untuk mengetahui bahwasanya ia dalam keadaan ibadah. Maka ia terhalang dari sesuatu. Maka al-qalaa-id di sini ialah sesuatu yang diikatkan di leher orang-orang yang ihram. Ada juga yang mengatakan qala-id maksudnya al-hadyu. Sa'id bin Jubair mengatakan Allah telah menjadikan beberapa urusan ini untuk manusia sebagaimana yang pernah terjadi pada masa jahiliyah lalu Islam menguatkan tradisi tersebut. <sup>31</sup> (Q.S. Al-Ma-idah [5]: 97)

## (قَلِيْلٌ) Qaliilun

Firman-Nya, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلْطَاءِ لَيُبَغِي بَعْضَهُمْ عَلَى dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagiian yang lain. (Q.S. Shaad [38]: 24)

<sup>1.</sup> Shafwaotut-Tafaosiir, jilid 3 hlm. 91.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 28.

<sup>3.</sup> At-Toshil li-'Uluumit-Tonziil, juz 1 hlm. 252.



Keterangan

Qaliilun ma, maka ma pada ayat tersebut adalah ma zaidah yang fungsinya sebagai ta'kiid (penguat), yang artinya "benar-benar sedikit". 19 Seperti halnya kata junudun ma sekaligus menunjukkan kepada keheranan. Baca Junudun.

Ar-Raziy menjelaskan bahwa شَيْغَ قَلِيْلٌ , dan jamaknya فَانِهٌ فَلِيَلُوْنُ seperti kata مُسْرِيْزَةٌ وَسُرُرٌ إِنَّ مَوْلاَءٍ لَشِرِيْمَةٌ فَلِيلُونَ :Seperti firman-Nya فَلِيلُونَ :3 Seperti firman-Nya (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 55)

Dan dikatakan: أَقَلْ فَلانٌ, yakni menjadi miskin (iftaqara), dan juga berarti أَنَى فَلِيلٌ (datang dengan membawa sesuatu yang sedikit). Dan dikatakan juga: أَقَلْتُ سَجَابًا (membawa dan mengangkatnya). Seperti firman-Nya: حَتَّى إِذَا أَقَلْتُ (Q.5. Al-A'raaf [7]: 56)

Al-Qaliil adalah lawan dari al-katsiir (yang banyak), dan al-qaliil juga berarti yang jarang (an-naadir). Dan terkadang sesuatu yang sedikit diungkapkan dengan sesuatu yang tidak ada (al-'adam), seperti dikatakan: رَجُن قَائِلُن الْغَرْ (hampir-hampir tidak melakukan kebaikan). Sedang غَنِمُ dengan ha' ta'nits yang berfungsi sebagai peniadaan (an-nafiy). Seperti dikatakan: لَمْ أَخَذَتْ مِنْهُ قَائِلَةٌ وَلاَ كَيْلِرَةٌ, yakni لَمْ أَخَذَتْ مِنْهُ قَائِلَةً وَلاَ كَيْلِرَةً (tidak mengambil sedikitpun darinya). المَا أَخِذَ مِنْهُ قَائِلَةً وَلاَ كَيْلِرَةً

Sejumlah ayat yang memuat kata *qaliil*, dan sekaligus sebagai keadaan, dan sifat sesuatu yang tak berharga, yang hampir menyifati keadaan dunia karena tipu dayanya, atau karena perilaku yang sifatnya dusta. di antaranya:

- 1) بسترتبين: Sedikit dari pohon Sidr. (Q.S. Saba' [34] 16) Yakni, bagian pepohonan yang digantikan oleh Allah sebagai siksa bagi orang-orang yang berpaling.
- 2) نفاع فين: ialah kesenangan sementara. Yakni, gambaran kelancaran dan kemajuan dalam perdagangan dan perusahaan orang-orang kafir. <sup>51</sup> Dan disifati sementara karena berada di dunia (fona'), dan juga berarti tidak berharga bila dibandingkan dengan tempat kembali yang paling buruk, yakni neraka jahannam. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 197)

3) مَنْاعُ لَيْنِنَ: Kesenangan sementara. Yakni, gambaran lidah orang-orang yang yang dusta, yang mudah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.... (Q.S. An-Nahl [16]: 116)

- 4) نننا قليلا: Keuntungan yang sedikit. Yakni, rangkaian kata yang menyifati orang-orang yang berbohong dalam menulis kitab Allah: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 79)
- 5) نَمُنا فَلِيلًا: Harga yang sedikit. Adalah sebuah rangkaian kata yang menyifati penukaran janji Allah dan sumpah-sumpah-Nya dengan harga yang sedikit: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula kan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 77) Baca Tsamanun.

## (قَلَمٌ) Qalamun

Firman-Nya, ن وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ Nun, demí kalam dan apa yang mereka tulis. (Q.S. Al-Qalam [68]: 1)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa asal *al-qalam* adalah menggunting sesuatu yang keras seperti memotong kuku. Dan secara khusus digunakan untuk menulis dan dengannya digunakan untuk memberi bekas pada sesuatu, jamaknya مُنْدُرُةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَةُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَا الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ ا

Imam Al-Mawardi menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa *al-qalam* dalam ayat tersebut di atas terdapat dua macam penafsiran: **pertama**, *al-qalam* yang berarti sesuatu yang digunakan untuk menulis (alat tulis, pena) karena ia merupakan

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 427.



<sup>1.</sup> At-Tashil li-'Uluumit-Tanziil, juz 2 hlm. 252.

ق ل ق Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 549 maddah ق ل ق

<sup>3.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab gaf hlm. 756.

<sup>4.</sup> Ibid, juz 2 bab qof hlm. 756.

<sup>5.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 260 hlm. 111.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

satu bentuk nikmat yang dilimpahkan kepada mereka dan mengandung manfaat, dan sekaligus sebagai obyek sumpah bagi Dia (Allah Swt.) dengan apa saja selaku Pemberi nikmat, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Bahr; kedua, bahwa afqalam adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menulis adz-dzikr (Al-Qur'an) pada tempengan yang terjaga (lauh mahfuuzh). Ibnu Juraij mengatakan bahwa ia terbuat dari cahaya yang panjangnya antara langit dan bumi. I Di dalam kitab Haasyiyatush-shaawi dijelaskan bahwa wal qalam adalah alat yang dengannya digunakan untuk menulis kejadian-kejadian (al-kaa-inaat) yang berada di lauh mahfuz. I

Adapun firman-Nya, عَثَمْ بِالْقَلْمِ (Q.S. Al-'Alaq [96]: 4) Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penyebutan at-ta'liim dengan al-qalam, maka yang dikehendaki adalah mempelajari tulisan, dan al-khathth diterapkan kepada lafaz dan inilah bukti kejelasannya. Kemudian lafaz menunjukkan kepada makna-maknanya yang dapat dicerna akal yang ada di hati lalu setiap pengetahuan masuk ke dalamnya. 31

### (قَلَى) Qalaa

Firman-Nya, وَدُعَكَ رَكُ وَمَا قَلَى: Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak (pula) membencimu. (Q.S. Ad-Dhuha [93]: 3)

#### Keterangan

Al-Qalaa artinya sangat benci (syiddatul karhi wal bughdhi). Dan indikasi kebencian sebagaimana dikatakan: فَنَى فَلانًا , yakni memukut kepalanya, dan فَنَى فَلانًا قِبَلَ berarti memarahinya, dan menghardiknya.

Sedang firman-Nya, نَالُوْ الْبُوْنِ بِعَبْلِكُمْ مِن الْفَائِينَ (Luth berkata): Sesungguhnya aku sangat benci terhadap perbuatan kalian. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 168) Maka, مِن الْفَائِينَ , adalah مَن الْفَائِينَ , artinya orang yang membenci perbuatan kalian. الْقَبْلُ adalah al-baghdhusy-syadiidi ka'an-

nahu yulqaal-fu'aadu, yakni "kebencian yang mendalam, seakan ia mencabut jantung". Dikatakan, الْمُقَلِّعُهُ فَالْأَمْهُ فَالْمُعُالِيّةِ عَلَا مَالِيّةِ الْمُعْلِيّةِ عَلَى الْمُعْلِيّةِ وَالْمُ

Yakni, Luth mengatakan, minal-qaaliin, bukan qaalin. Hal ini menunjukkan bahwa dia termasuk kaum yang jika mendengar apa yang kalian perbuat niscaya membencinya. Pemahaman seperti ini didasarkan pada perkataan orang Arab, مُنْنَ مِن النشاء, maksudnya perkataan ini mengandung nilai pujian dari pada anda mengatakan, مُنْنَ عَالِمُ artinya si-fulan orang alim. Sebab, perkataan pertama menunjukkan bahwa dia golongan ulama yang sudah terkenal keilmuwaannya bagi mereka. Sedang pernyataan kedua tidak demikian.

#### (قَمَارٌ) Qamaarun

Firman-Nya, فَمَارا مُنِيراً: Bulan yang bercahaya. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 61)

Keterangan

Al-Qamar adalah bulan yang berada di langit, dan dikatakan demikian ketika cahayanya merata yang terjadi setelah malam ketiga, dan dikatakan demikian karena ia menyinari bintangbintang dan cahaya bulan memenangkannya.<sup>3</sup>]

#### (قُمِيْصٌ) Qamiishun

Qamiish artínya sebagaimana yang kita kenal (baju), dan jamaknya adalah فَمُنْ وَأَقْمِمَا وَقَهُمَانُ . Sedang perkataan wa naqqamishahu labisahu, berarti ia telah menanggalkan bajunya. Dan perkataan: وَمَمَن الْبَعِيْرُيْقَمُمْنُ وَيَقْمِمْنُ وَيَقْمِمُنُ الْبَعِيْرُيْقَمُمْنُ وَيَقْمِمُنْ bergegas-gegas. ا Kata qamiish dalam Qur'an hanya menceritakan Yusuf a.s. (Q.S. Yusuf [12]: 26, 18)

## (فَمْطَرِبْراً) Qamthariira

Firman-Nya, إِنَّا نَعْافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَنطَرِيرًا Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. (Q.S. Al-Insan [76]: 10)

#### Keterangan

<sup>4.</sup> ibid, him. 428.



<sup>1.</sup> *An-Nukotu wol 'Uyuun Tofsir Al-Maawardı*, بعد 60; misalnya Sedang شَخِرَةُ آهُرِج. Pepohonan (yang dijadikan sebagar) tinta. (Q. S. Luqman [31]: 27).

<sup>2</sup> Ash-Shaawiy, Al-'Alaamah Asy-Syaikh Ahmad Al-Maliki, Hootsiyootush-Shoowiy 'oloo Tofsir Joldoin, Daarul Fikr (t.t), juz 6 hlm. 221.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Kabir, juz 6 Mm. 270.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 182; Mu'jam Mufradat Al-Joszhil Qur'an. Hlm. 427.

<sup>5.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab gaf him. 757.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Moraghi, plid 7 juz 19 hlm. 93-94.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 95.

<sup>3.</sup> Ar Raghib, Op. Cit., him. 427-428.

Qamthariira: Amat Muram.<sup>11</sup> Orang Arab mengatakan, يَوْمٌ قَمَطْرَيْرٌ dan يَوْمٌ قَمَطْرٍ, artinya "hari yang amat muram". Al-Farra' mendendangkan:

بَنِي عَمِّنَا هَلْ تُذْكُرُوْنَ بَلاَءَنَا

#### عَلَيْكُمْ إِذْ

"Wahai anak-anak pamanku, apakah kalian ingin bencana kami pada suatu hari yang amat muram?"<sup>2</sup>

#### (اَلْقُمَّلُ) Al-Qummal

Al-Qummal ialah ulat yang keluar dari biji gandum. Ada juga yang mengatakan, ia adalah belalang kecil. Sedang menurut Ar-Raghib artinya lalat kecil (shighaarudz-dzubaab).<sup>3</sup> (Q.S. Al-A'raaf [7]: 133)

### (قَنْتَ) Qanata

Firman-Nya, خَافِطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى Feliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) salat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyu`. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 238)

#### Keterangan

Al-Ounuut adalah Ath-Thaa'ah (ketaatan). adalah taat kepada Allah dan فُنُوْناً-قَنَتَ Dan. tunduk kepada-Nya serta membuktikannya dengan bentuk peribadatan. Dikatakan: قَنْتُ الله . Yakni, tetap mentaati-Nya. Isim failnya قابتُ , dan jamaknya فَتُتْ. Sedang isim fai'l untuk mu'annats (perempuan) adalah قائلة. Dan juga berarti, berdiri lama untuk melakukan salah dan berdoa. Sedangkan, قَنْتُ لَهُ, artinya dzalla (merendah diri). Dan فَنَتَ الْمُرَّأَةُ لِرُوْجِياً, berarti taat kepada suaminya, dan isim fa'ilnya adalah فَنُونَدُ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-ganuut ialah berpaling dari urusan dunia menuju munajat kepada Allah dan menghadap kepada-Nya dengan berzikir dan berdoa kepada-Nya.5)

#### (قَنَطُ) Qanatha

Firman-Nya, لاَ تَقْتَمُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. ( Q.S. Az-Zukhruf [39]: 53)

#### Keterangan

Uslub tersebut adalah iltifat min attakallum ilal gha-ib, yakni memalingkan dari pembicara (narasumber) kepada pihak ketiga. Sedangkan asalnya adalah : (a taqnathu min rahmatiy (janganlah kalian berputus asa dari rahmat-Ku). Para ulama bayan mengatakan bahwasanya ayat sebelumnya, فَنْ يَاعِبُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- Allah Swt. mendatangkan ciptaannya dan seruannya kepada mereka
- Sandaran mereka (asrafuu) kepadanya adalah sandaran yang bersifat memuliakan.
- Iltifat dari pembicara, nasasumber kepada pihak ketiga (ghaib).
- Sandaran rahmat terhadap lafzul-Jalalah yang berarti mencakup semua nama dan sifatnya.
   Kata ini disebutkan juga di dalam surat Al-Bagarah ayat 120, 116.

Mendatangkan jumlah (kalimat) yang diketahui dua ujungnya dengan memperkuat huruf inna dan dhamir fashl, yakni huwa, sebagaimana dalam firman-Nya: innahu huwa alghafuru rahim. (Q.S. Az-Zumar [43]: 53)<sup>(1)</sup>

Karena yang tidak mau menjemput rahmat Tuhan, dan berputus asa adalah termasuk orang yang tersesat. Seperti dinyatakan: وَمَنْ يَقْلُطُ مِنْ رَحْمَةِ (al-ayah).

## (اَلْقِنُطَارُ) Al-Qinthaar

Al-Qinthaar. Yang dimaksud ialah jumlah yang banyak. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 75) Sedang, al-qanaaathiril muqantharah artinya harta yang banyak. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 14)

## (قَنَعَ) Qana'a

مُهْتِعِينَ مُقْتِعِي رُمُوسِهِمْ لاَ يُرْتَدُّ إِلَهُمْ Firman-Nya, شَعْطِعِينَ مُقْتِعِي رُمُوسِهِمْ لاَ يُرْتَدُّ إِلَهُمْ . mereka datang bergegas-

<sup>1.</sup> Lihat, Shofwootut-Tofoosiir, jiiki 3 hlm. 91; Ar-Raghib menjelaskan bahwa of-qunuuth adalah berputus asa dari kebaikan (of-yo'su mindikhoir). Dikatakan, qonotho yoqnuthu qunuuthon wo qdnitho yoqnithu. Lihat, Mu'jom Mufrodot Alfoozhul Qur'on, hlm. 428.



Al-Bukhari menjelaskan bahwa Al-Qomthoriir ialah osy-yadiid (amat muram). Lihat, Shohih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 220; Al-Kosysyoof, juz 4 hlm. 197.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, yilid 1 yuz 1 hlm. 123.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 41; Mu'jam MufradatAlfoazhil Qur'an, hlm.

<sup>4.</sup> Mujom Al-Wosiith, juz 2 bab qaf hlm. 761.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 199.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedipkedip dan hati mereka kosong. (Q.S. Ibrahim [14]: 43)

#### Keterangan

Muqni'i ru-uusahum daam ayat tersebut maksudnya ialah mereka mengangkat kepala sambil mata mereka tertuju kepada apa yang ada di hadapan mereka, tanpa menoleh kepada sesuatu pun. <sup>1</sup>

Firman-Nya:فَإِذَا وَجَنِتْ جُنُونِهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَمْعِمُوا الْقَائِعُ (Q.S. Al-Hajj [22]: 36) Maka, Al-qaani' ialah yang ridha dengan apa yang ada padanya dan apa yang diberikan kepadanya tanpa meminta-minta. Lubaid mengatakan;

فَمِنْهُمْ سَعِيْلًا آخِذُ بِنَصِيْبِيهِ وَمِءَنْهُمْ شَفِيّ بِالْكِيْشَةِ فَانِمٌ

"Di antara mereka ada yang bahagia, mengambil bagiannya; dan di antara mereka ada yang sengsara, ridha dengan kehidupan".<sup>21</sup>

#### (ٱلْقَنُوَانُ) Qinwaanun

Qinwaanun adalah bentuk jamak dari qinwun yakni tandan kurma yang di situ terdapat buahnya, seperti gugusan anggur dan tangkai gandum.<sup>31</sup> (Q.S. Al-An'aam [6]: 99)

## (الْقَامِرُ) Al-Qaahir

وَهُوَ الْقَاهِرَ فَوَقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ . Firman-Nya (Q.S. Al-An'aam [6]: 18)

Menurut Ar-Raghib al-qahru ialah mengalahkan dan sekaligus merendahkannya, dan terkadang kata al-qahru dipergunakan untuk arti salah satunya. القامز adalah salah satu dari asma Allah, Yang Maha Perkasa.

## (فَيُضَ) Qayyadha

Firman-Nya, وَمَنْ يَعْمُنُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نَفَيْضَ لَهُ . Barangsiapa yang berpaling شَيْطَانًا فَهُوْ لَهُ قَرِنَ dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al-Qur'an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi

4. Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 429.

teman yang selalu menyertainya. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 36)

#### Keterangan

Nuquyidh lahu dalam ayat tersebut maksudnya ialah Kami menyediakan baginya dan mengumpulkannya. <sup>13</sup> Menurut Ar-Raghib, maksudnya ialah menjadi bakhil (tunahhi). <sup>23</sup>

#### (قَالَ) Qaala

Firman-Nya, اَغْوَيْنَا مُؤَلِّهِ النَّبِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ القُوْلُ رَبُنَا مُؤَلِّهِ النَّبِينَ جَقَّ عَلَيْهُمُ القُولُ رَبُنَا مُؤَلِّهِ النَّبِينَ عَلَيْهُمْ كُمَا غُونِنَا مُعْرِنِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا غُونِنَاهُمْ كُمَا عُلِمَا عُونَاهُمْ عُمَا عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيهُمْ عُلِيْكُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِيهُمْ عُلِي

#### Keterangan

Al-Qaul dalam ayat tersebut ialah indikasi dan tuntunan perkataan itu, sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya Aku penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya". (Q.S. Huud [11]: 119)<sup>3</sup>

Di dalam Kamus disebutkan beberapa makna kata qaul sebagai masadar dari qaalayaguulu, diantaranya: a, qaala berarti takallama memberi), "berkata"; b, *qaala* berartí اشار), "memberi" isyarat". misalnya قال برأبيه, "memberi isyarat dengan kepalanya, baik dengan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan simpati, atau menggeleng-nggelengkan kepalanya pertanda keheranan dan menolak"; c, qaala berarti mengambil (أَخَذُ), misalnya: قَالَ بِيْدِهِ, yakni اَهُوَى بِيَا وَأَخَذُ, "mengulurkan tangannya dan mengambilnya"; dan d, qaala berarti menyatakan, memutuskan (خَكُمْ وَنَبْتُ ). Misalnya: فَانَ بكذا, yakni ia memutuskan begini. Dan *qqul* juga berarti al-lisan, pembicaraan.4 Baca Lisaan.

Selanjutnya kata *aqwaal* (انفواق) adalah jamak dari *al-qaul* ,disamping mempunyai arti "berkata", "menyatakan", sebagaimana maknamakna di atas, kata *qaul* juga berarti pendapat

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 163

<sup>2.</sup> Ibid, plid 6 juz 17 hlm. 144.

<sup>3.</sup> ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 196; Qinwaanun adalah bentuk jamak seperti inwun dan shinwaanun. Lihat, Shahih Al-Bukhari, yilid 3 hlm. 131.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 88.

كيهن الله: A: Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 435; Di dalam *Mu'jom* dikatakan: غيهن الله: (menentukan baginya dan mempersiapkannya). Dan عد المنافض الله: فيلانا لينكن الله: فيلانا لينكن الله: ألمانا الله: (menjadikannya sebagai orang bakhil). Lihat, *Mu'jom Al-Wasith*, juz 2 bab gaf him. 770.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 80.

Untuk makna-makna yang lebih luas, lihat Komus Al-Munowwir, hlm 1171-1172.

dan keyakinan (اَلرَّأَيْ وَالْإِعْنِفَادُ). Misalnya *Qaul* Syafi'iy, yang berarti pendapat Imam Syafi'i, dan seterusnya.

Kata *qaul* di dalam Al-Qur'an bila dikembalikan kepada sumbernya dapat dilacak sebagai berikut:

- a. Qaul Allah, misalnya Al-Qur'an adalah Kalamullah (perkataan Allah) yang terdiri atas kisah-kisah terdahulu, hukum halal dan haram, berita kepastian datangnya hari perhitungan amal, keceriaan bagi yang patuh dan kesengsaraan abadi bagi yang menyepelehkan dan lupa; di dalamnya terdapat keharusan taat kepada Allah dan rasul-Nya (Muhammad saw.). Maka Al-Qur'an sebagai qaul Allah telah disusun berdasarkan ilmu-Nya, di dalamnya juga berisikan seputar sikap hidup bagi yang beriman untuk sabar, istiqamah, tawakkal, dan sebagainya.
- b. Qaul orang-orang yang beriman, di antaranya berupa do'a para nabi: nabi Nuh misalnya: Nabi Ibrahim misalnya, begitu juga Nabi Musa:
- c. Qaul orang-orang kafir, musyrik, munafiq yang memuat bantahan, membuat-buat alasan yang tidak dibenarkan agama, atau ungkapan kata-kata yang berimplikasi kepada tuduhan, ledekan dan pelecehan terhadap para pembawa misi kebenaran, dan seterusnya.
- d. Qaul neraka. misalnya: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهْتُمْ مَنْ المِتلاَّةِ, suatu hari (Kiamat) dikatakan kepada jahanam, apakah sudah penuh? Dan neraka jahannam menjawab: masih adakah tambahannya!" (Q.S. Qaaf [50]: 30)
- e. Qaul Iblis: "Saya akan sesatkan hambahambamu hingga hari tiba hari pembalasan, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas".

Adapun firman-Nya, وَفِيلِهِ بِانَ مُوْلا مِقْوَمٌ لاَيُوْمِئُونَ.
(Q.S. Az-Zukhruf [43]: 88) Maka, qiilihi maknanya ialah qaulihi, yakni ucapan Nabi Muhammad saw.
Abu 'Ubaidah berkata, orang mengatakan, قَلْكُ (saya mengatakan suatu perkataan).
Sementara itu di dalam khabar dinyatakan, مَنِي عَنْ (Nabi Muhammad melarang isu-isu).

فَقُولِي إِنِّي نَنْرُثُ لِلرَّحْمَنِ :Sedangkan firman-Nya (Q.S. Maryam [19]: 26) صَوْمًا فَلَنْ أَكُلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِهًا Maka, fa-quuliy ialah memberi isyarat kepada mereka. Al-Farra' mengatakan, orang Arab menamakan segala sesuatu yang memberikan pemahaman kepada manusia tentang sesuatu sebagai pembicaraan dengan jalan apapun, kecuali jika dikuatkan dengan masdar, maka ia menjadi pembicaraan yang hakiki, sebagaimana firman-Nya, وَكُلُمُ اللّٰهُ مُوسَى نَكِيمُا اللّٰهُ مُوسَى نَكِيمُا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ مُوسَى نَكِيمُا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰم

Berikut pengertian qaul yang dimuat di beberapa tempat:

- 1) Qaul, berarti "ketetapan", misalnya: وَإِذَا وَفَعَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا الْقُوْلُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا (Q.S. An-Naml [27]: 82) Maka, al-qaul maksudnya ialah tanda-tanda yang menunjukkan datangnya Kiamat.<sup>2</sup>
- Qaulul haqq misalnya: ذَلِكَ عِيسَى الْنَى مُرْزِم قَوْلُ الْحَقِ
   (Q.S. Maryam [19]: 34) Maka qaulul haqq ialah perkataan yang benar dan tidak mengandung keraguan.<sup>3</sup>
- 3) Qaulun-ma'ruuf, misalnya: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمِنا عَلَيْكُمْ فِيمَا اللَّهُ أَنْكُمْ مَرَامِنَا فِهِ النَّهِ اللَّهُ أَنْكُمْ مَرَامِنَا فِهِ الْفَسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ مَرَامِنَا فَلَا مَعْرُوفًا مَوْلُوا فَوْلًا مَعْرُوفًا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 235) Maka qaulan ma'ruuf maksudnya ialah nasehat yang baik yang berkaitan dengan masalah hubungan suami istri, kelapangan dada di antara keduanya dan lainnya.<sup>4</sup>

Sedangkan bunyi ayat, وَإِذَا مَضَرَ الْفِسْمَةَ أُولُو مَعْرَوْفًا الْفُرْنِ وَالْبَتَانَى وَالْسَاكِينُ فَارَدُقُوهُمْ بِنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفًا (Q.S. An-Nisaa' [4]: 8) Maka, qaulan ma'ruufah, maksudnya ialah perkataan yang enak dirasa oleh jiwa dan membuatnya menjadi penurut. Misalnya, memberikan pemahaman terhadap orang yang belum biasa melakukan tasharruf (mengelola dan menjalankan harta), bahwa harta itu adalah kepunyaannya dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya.<sup>31</sup>

4) Qauluts-tsaabit, misalnya: يُنْبَتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْخَيَاةِ الثُّنْيَا وَفِي الْجُورَةِ (Q.S. Ibrahim [14]: 27) Maka, al-qauluts-tsaabit maksudnya

<sup>1,</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 44.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 20 hlm. 21. 3. *Ibid*, jilid 6 juz 16 hlm. 50.

<sup>4.</sup> Ibid, Illid 1 juz 2 hlm. 190.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 2 juz 4 hlm. 190. 5. *Ibid*, jilid 2 juz 4 hlm. 185.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 113.

ialah perkataan yang tetap di sisi mereka dan melekat, terhujam di hati.<sup>1]</sup>

- 5) Qaulan tsaqiila, misalnya: إِنَّا سَنَلْفِي عَلَيْكَ فَوْلَا (Q.S. Al-Muzammil [73]: 5) Maka, qaulan tsaqiilaa maksudnya ialah Al-Qur'an, karena di dalamnya mengandung beban-beban yang berat bagi para mukallaf pada umumnya dan bagi rasul khususnya, sebab beliau saw. sendiri berkewajiban menyampaikannya kepada umat.<sup>21</sup>
- 6) Qaulan syadiida, misalnya: فَيْنَقُوا اللهُ وَلَيْقُولُوا (Q.S. An-Nisaa' [4]: 9) Maka, qaulan sadiidaa, maksudnya ialah ucapan yang adil dan benar. As-Sidaad adalah sesuatu yang harus ditutup, misalnya garis perbatasan (daerah rawan), dan juga berarti botol. Telah disebutkan dalam pembicaraan mereka, فَهُا , yang artinya di dalamnya terdapat kekayaan dan kecukupan. المحافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة المخافة ا
- 7) Aqwaamu qiila, misalnya: بنُ نَاشِئَهُ اللَّهُ مِن اشْدُ (Q.S. Al-Muzammil [73]: 6) Maka, aqwaamu qiilaa maksudnya ialah lebih mantap bacaannya, karena hadirnya hati yang disertai dengan tenangnya suara.<sup>4</sup>
- 8) Qaulan baliighah, misalnya: فَأَغَرِهِنْ عَنْهُمْ وَعِطْهُمْ وَقَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَيْ النَّفْسِهِمْ قَوْلًا بَلِيفًا (Q.S. An-Nisaa' [4]: 63) Maka, qaulan baliighaa maksudnya ialah perkataan yang bekasnya hendak kamu tanamkan ke dalam jiwa mereka. 9

Adapun firman-Nya: غَالَتْ بَالْدِ مَنْا قَالَتْ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 37) Maka, dikatakan: وَ تَقُولُ الشَّفِي , maksudnya merelakan hanya untuk diri-Nya (qabilahu). Az-Zamakhsyari menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa attaqawwul adalah membuat-buat perkataan karena di dalamnya suatu beban agama (taklif) menjadi berat dengan diada-adakannya itu. Dan perkataan-perkataan yang diada-adakan disebut aqawiil adalah mengandung unsur peremehan, penghinaan seperti ucapan anda al-'a'aajiib dan al-adhaahik.

#### (قَائِلُونَ) Qaa-iluun

وَكُمْ مِنْ قَرْبَةِ أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنَا بَيَانًا أَوْهُمْ .Firman-Nya وَكُمْ مِنْ قَرْبَةِ أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنَا بَيَانًا أَوْهُمْ .(Q.S. Al-A'raaf [7]: 4) قَائلُونَ

Keterangan

Ar-Razi mengatakan bahwa القَائِلَة artinya (siang hari, waktu Zhuhur), dikatakan: الطَهِيْقُ (telah datang kepada kami di saat siang hari), dan terkadang dengan makna التَّفَيْقُ الطَّهُيُونَة (tidur di siang hari). Maka al-qaa-iluuna yang tertera pada ayat tersebut maksudnya ialah orang-orang yang beristirahat dengan tidur di siang hari. Yakni di saat tidur siang. 21

## (فَاعَةٌ) Qaa'ah

Al-qa'yah dan al-qaa' (اَلْفَعَيْهُ وَالْفَاغِ) artinya "tanah datar". sedang al-qaa' menurut Ibnul 'Arabi, ia berarti tanah yang tidak ada bangunan dan tidak pula ditumbuhi tanaman di atasnya.<sup>3]</sup> Seperti dinyatakan, نَفْتُدُرُهَا قَاعًا مَقْصَعُهُا maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali. (Q.S. Thaaha [20]: 106)

## (اَلْقَوْمُ) Al-Qaumu

Al-Qaum adalah kumpulan manusia. Sedang firman-Nya: وَلَكِنَا خَمِلْنَا أَوْرُارًا مِنْ رَبِنَهِ الْقَوْمِ فَقَلْقَاهَا فَكُدَلِك (Q.S. Thaaha [20]: 87) Maka, al-qaum yang dimaksud ialah orang-orang Qibti. 4)

#### (قَامَ) Qaama

Firman-Nya,غَوْجَدَا فِهَا جِدَارًا بُرِيدُ أَنْ يَنْقَصَّ فَأَفَانهُ,Firman-Nya kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 77)

#### Keterangan

<sup>1.</sup> Ibid, jilid S juz 13 hlm. 147.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 h/m. 113.

<sup>3.</sup> *ibid*, jilid 2 juz 4 hlm, 194. 4. *ibid*, jilid 10 juz 29 hlm, 110.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 74

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 142.

<sup>7.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 154-155.

<sup>1</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 559-560.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 101; Ar-Raghib menjelaskan bahwa af-qaul dan af-quitu maknanya sama (yakni perkataan). Dan perubahan makna tersebut tergantung dari penempatanya. Selanjutnya menurut penjelasan beliau bahwa qaudui-hoqq merupakan tanbih (penguat) terhadap firman-Nya ya: inna matsola iisa 'indaflaah sampai pada ayat tsummo fahu kun fa-Yakuun. (C.S. Air Imraan [3]: 59). Adapun kata af-qaul yang disandarkan kepada rasul-Nya yang ditujukan kepada anda menunjukkan bahwa hal itu keluar dari seorang utusan tentang misi kerasulan yang telah disyahkan (oleh Allah Swt.). Lihat, Mu jam Mufradot Alfaazhii Qur'an, hlm. 431

<sup>3.</sup> Ibid, jitid 6 juz 18 hlm 112.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 137; dan terhadap firman-Nya, برخ إن مؤلاء فزمٌ لا يؤشرن (O.S. Az-Zukhruf [43]; 88), tmam Az-Zarkasyi menjelaskan dibuangnya yoʻ pada مقرح hal ini menunjutkan bahwa ia keluar dari merekelyakni, bukan bagian dari kaumnya, berlepas diri). Lihat, Al-Burhan fi 'Uluumi Qur'an, juz 1 hlm. 405.



Perihal ayat tersebut, maka agaamahu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berarti dia mengusapnya dengan tangannya, lalu dinding itu berdiri. 1

Berikut makna kata gaama, giyaaman, maggaaman yang tersebut di beberepa tempat:

- رُبْنَا اغْفِرْلِي وِيْوَالِدِيْ وَلِلْمُوْمِئِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْجِسَابُ, Firman-Nya (Q.S. Ibrahim [14]: 41) Maka, yaquumul hisaab maksudnya ialah benar-benar terjadi dan terwujud, sebagaimana dikatakan: قَامَتِ الْسُوَقُ yang berarti pekan raya dan peperangan والخزك benar-benar terwujud.21 Maksudnya terwujudnya hari perhitungan amal.
- Q.S. أَيُ الْفُرِيقَيْنَ خَيْرُ مِهَامًا وَأَحْسَنُ نُديًّا ,Pirman-Nya (Q.S. Maryam [19]: 73) Maka, Magaaman, ialah tempat dan rumah. 1
- وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبُهِ وَنَهِي النَّفْسِ عِنِ الْهَوْيِ , Firman-Nya (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 40) Maka, Magaama Rabbihi, ialah kemuliaan dan keagungan-Nya.4]
- -Q.S. Al) يوم بِقُومَ النَّاسُ بُرِبُ الْعَالِينَ Q.S. Al) (Q.S. Al Muthaffiffin [83]: 6) Maka, yaguumun-naasu li-rabbil 'aalamiin, maksudnya ialah manusia berdiri menghadap penciptanya dalam tempo yang lama untuk menghormati keagungan-Nya.53
- Q.S. Ar-Ruum) فَأَقَمْ وَجَهَكَ لِلدِّينَ حَنْيِمًا ,Q.S. Ar-Ruum [30]: 30) Maka, kata agim berasal dari kalimat: yakni bila dia meluruskan kayu, أقامَ الْعُودَ وَقَوْمَهُ itu. Artinya, dia meluruskan dan melapangkan kayu itu. Sedang makna yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah menerima agama Islam dan teguh memegangnya. 61
- لاَ يِسْخُرْ قُومٌ مِنْ قُومٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهَمْ,Firman-Nya (6 (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 11) Maka, kata algaum menurut arti yang umum adalah orang

laki-laki, bukan perempuan. Sebagaimana dikatakan oleh Zuhair:

وَمَا أَدْرِيُ سَوْفَ إِخَالُ أَدْرِيُ أَقَوْمُ آلِ حِصِبُنِ أَمْ نِسَاءٍ ku ridob

"Aku tidak tahu, tetapi nantinya aku akan tahu juga.

Apakah laki-laki keluarga Hishn atau perempuan.13

فُلُ لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَنُدُعُونَ Dan firman-Nya, فُلُ لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَنُدُعُونَ Q.S. Al-Fath) إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ [48]: 16)

Menurut Az-Zuhri dan Magatil, mereka adalah Bani Khanifah, yaitu para pendukung Musaitamah Al-Kadzdzab. Sedang menurut Qatadah, mereka adalah kaum Hawazin dan bani Ghatfan. Sedang menuurt Ibnu 'Abbas dan Mujahid, mereka adalah bangsa Persia. Adapun menurut Al-Hassan, mereka adalah orang-orang Persia dan Romawi, penafsiran di atas berbeda dengan Ibnu Jarir, menurut beliau, bahwa tidak ada satupun dari nagl (riwayat) maupun akal yang menentukan siapakah kaum yang dimaksud. Dan beliau membiarkan penafsiran ayat di atas tetap mujmal.21

أَفْمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلُ نَفْس بِمَا كُسْبَتْ ، Firman-Nya ( 7 (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 33) Maka, gaa-imun ialah penguasa dan pengatur segala urusan (Allah Swt.).3]

Yakni, Dialah Allah Swt. yang memelihara dan menjaga amalan setiap insan dan sangat teliti dalam memonitor amalan setiap hamba-Nya. Adapun bentuk khabar dalam kalam tersebut dibuang (makhdzuuf), dan كُمْنُ لَيْسَ بِهِنِهِ الصَّفَاتِ مِنَ ٱلأَصْتَامِ الَّتِي يَسْمَعُ , diperkirakan Menurut al-Farra' bahwa . وَلاَ تَنْفَعُ وَلا تَمْلِكُ مِنَ أَلأَمُر شَيْئَ meninggalkan jawabnya karena maknanya sudah diketahui dengan jelas. 🛚

Perihal ayat di atas Imam Ath-Thabari mengatakan, "ayat tersebut merupakan bukti yang luar biasa yang di dalamnya terdapat beberapa penjelasan, antara lain:

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juž 13 him. 102. 4 Shafwaatu! Tafaasiir, jihd 2 hlm. 83-84.



<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 9 juz 16 hlm. 150; Imam Asy-Syaukani menjelaskan bah--tetap, terus-menerus, teguh). Di التواغ والثبات pada asalnya ialah التواغ والثبات hdak الإقام yaknı مام وقعت (tetap, dan teguh). Namun ikata بالقين hdak dımaksudkan dengan tegaknya kaki (انتجاز على الزجل), dan ia hanya digunakan seperti ucapan anda, فقير واثبت yakni ظهر واثبت (memenangkan, meneguhkan). seperti يَتِينُون المِنلاة . Fothul Qadiir, jilid 1 hlm. 35, dan bunyi ayat انْتِينُون المِنلاة (Q,5) Al-Bagarah (2: 44), maknanya jelas tata cara salatnya dan memegangi syarat-syaratnya (ozhhoru hoi-otoho wo odlimuho bi-syuruuthiho). Penafsiran semaca intu diserupakan dengan mendirikan hang pancang agar jelas terlihat. Muharrar Al-Wajiiz, juz 1 hlm. 274.

<sup>2.</sup> Ibid, phá 5 juz 13 hlm 158.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 76.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 33.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 71.

<sup>6.</sup> Ibid, jihd 7 juz 21 hlm. 45.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 132.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 98





Pertama, mencela mereka berdasarkan kesamaan mereka sebagai orang-orang yang rusak(fasid) dalam melakukan peribadatannya kepada Allah.

Kedua, meletakkan yang zhahir di tempat yang dhamir (waja'ala lahusyurakaa') merupakan tanbih (peringatan keras) atas kesesatan mereka dalam menjadikan sekutusekutu selain Allah, padahal Dia itu esa, mandiri, dan tidak memerlukan sesuatu yang sama dengan nama-Nya.

Ketiga, mengingkari keberadaan sesembahan selain Dia dengan bentuk pengingkaran yang berdasarkan bukti-bukti yang jelas, gamblang, sebagaimana firman-Nya: فُلْ سَفُوْهُمُ 'sebutkanlah sifat-sifat mereka itu.

Keempat, meninggalkan sesuatu dengan meniadakan yang berlaku pada umumnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman-Nya: Am tanbi'nahu bimaa lam ya'lam, "atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahuinya.

Kemudian, membantah mereka secara bertahap, dimaksudkan supaya rasio mereka bangkit untuk mengolah pikirannya, merenungkan, sebagaimana firman-Nya: Am bi-zhaahirin minal qauli, "apakah mereka menyatakan dengan mulut-mulut mereka tanpa berdasarkan riwayat dan tidak lagi memikirkan tentang kebatilannya dari apa yang mereka katakan? Maka hujjah ini merupakan klaim atas dirinya bahwa ia (Al-Qur'an) bukanlah ucapan manusia."

8) Firman-Nya: وَالنَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ لِمُرْفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ يَنَ (Q.S. Al-Furqaan [25]: 67)

Berkenaan dengan ayat tersebut, di dalam sebuah syair dikatakan:

وَلاَ تَغْلُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الْاَمَرُو اَفْتَصِدُ كِلاَ طَرْقَى فَصِدُ الْأَمُورِ ذَمِيْمٌ

"Janganlah anda berlebihan dalam suatu urusan, tetapi hendaklah bersikap sederhana. Sebab, dua tepi dari kesederhanaan urusan itu adalah tercela".

Begitu pula yang dinyatakan dalam syair yang lain:

إِذَا لَكُنَّهُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلُّ مَا إِشْتَهَتْ وَلَمْ يَنْهَا تَاقَتْ إِلَى كُلِّ بَاطِلٍ وَسَاقَتْ إِلَيْهِ ٱلْإِثْمُ وَالْعَازِ بِاللّذِي دَعْتُهُ إِلَيْهِ مِنْ خَلاَفِةٍ عَاجِلٍ دَعْتُهُ إِلَيْهِ مِنْ خَلاَفِةٍ عَاجِلٍ

"Jika seseorang memberikan kepada dirinya segala yang diinginkannya dan tidak mencegahnya, maka ia akan rindu terhadap segala kebatilan; dan ia akan menuntutnya kepada dosa dan celaan dengan (bentuk) kemanisan sementara yang ia serukan kepadanya"."

Yazid bin Abu Habib mengatakan, mereka adalah para sahabat Nabi saw. yang tidak memakan makanan untuk bersenangsenang, tidak puta mengenakan pakaian untuk keindahan, tetapi mereka makan untuk menutupi kelaparan dan memperkuat dalam melakukan aktifitas ibadahnya, sedang pakaian yang dikenakannya hanya sekedar menutupi aurat dan melindunginya dari terik panas matahari dan serangan dinginnya udara malam hari.

Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada'umar bin Abdul 'Aziz. ketika mengawinkan putrinya, Fatimah, kepadanya, "apa nafkahmu?" 'Umar menjawab, "kebaikan di antara dua keburukan". Kemudian beliau membacakan ayat di atas. Maka umar pun mengatakan kepada putranya, 'Ashim, "wahai putraku, makanlah setengah perutmu, dan janganlah ƙamu membuang pakaianmu sebelum ia buruk dan kusut, jangan pula kau termasuk suatu kaum yang menjadikan rizki Allah di dalam perut mereka sendiri dan di punggung mereka.21

9) Firman-Nya, لَقَدُ خُلَفَتَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (Q.S. At-Tiin [95]: 4) Maka, at-taqwiim (يَقْوِيم), maksudnya ialah menjadikan sesuatu dalam bentuk yang sesuai dan serasi. Dikatakan: فَوْيَعُهُ yakni sesuatu yang sesuai dan serasi. 1

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 193.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 38.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 38.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



وَلاَ تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالْكُمُ الَّتِي جَعَلِ اللَّهُ لَكُمْ ,Firman-Nya (10 ا فيانا (Q.S. An-Nisaa' [4]: 5) Maka, Qiyaaman maksudnya ialah sesuatu yang menjadi sebab tegaknya urusan dunia dan akhirat. 1 Kata qiyaaman tertera berkenaan dengan Ka'bah sebagai pusat, misalnya: جعل الله :(Q.S. Al-Maidah [5]) الْكَعْبَة الْبَيْثَ الْعَرَامَ قَبَامًا للنَّاسِ 97). Maka Qiyaaman maknanya giwaaman (قوامًا), dengan dikasrahkan gaf. Yakni aturan tentang sesuatu dan pedoman-pedomannya. Dikatakan: وَفَلانٌ قَيَامُ أَهَلَ الْبَيْتَ وَقَوَامُهُ , yakní si fulanlah yang menegakkan urusan berat (sya'nun) di anggota keluarganya. Ath-Thabari menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa qiyaaman pada ayat tersebut, maksudnya Allah menjadikan Ka'bah sebagai posisi sentral yang dengannya perkara itu ditegakkan sekaligus perintah mengikutinya. dari entri qaama قوامّ adalah قيامٌ dari entri yaquumu qawaaman (قَامَ يَقُومُ قَوَامًا) dan wawu adalah ajwaf, lalu diganti wawu pada kata yang صِبَامُ dengan ya' sebagaimana kata فَوَامُا منامَ يَصُونُمُ Karena terambil dari . مِبْوَامُ asalnya 21. صَبُوَمًا

ِ بِالْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شَهَدَاء ، Firman-Nya

إِلَّهِ وَلَوْ عَلَى انْفُصِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ [4]: 135) Maka, al-qawwam maksudnya ialah orang-orang yang benar-benar menjalankan sesuatu dengan sempurna, tanpa kekuarangan dalam menjalankannya."

Sedang firman-Nya, لَيُسُوا سَوَاءَ مِنْ آهَلِ الْكِتَابِ (Q.S. Ali أَمُّةٌ قَائِمَةٌ يُتُلُونَ ءَايَات اللَّه ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجَدُونَ 'السَّمَّةُ يَتُلُونَ ءَايَات اللَّه ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجَدُونَ 'السَّمَعَ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 113) Maka, qaa-imah berarti lurus dan adil. Diambil dari asal kata, أَقْفَتْ الْخُودَ فَقَامَ , وَهُبُتُ الْخُودَ فَقَامَ , pakni aku meluruskan tangkai kayu sehingga jadilah ia lurus.<sup>2)</sup>

Maksudnya adalah orang-orang yang benarbenar menjalankan sesuatu dengan sempurna, tanpa kekurangan dalam menjalankannya.<sup>3</sup> Sebagaimana yang tercantum di dalam surat An-Nisaa' ayat 135 di atas.

#### (ٱلْقَيَامَةُ) Al-Qiyaamah

Al-Qiyaamah adalah istilah mengenai Kiamat. Dikatakan qiyaamah karena membangkitkan seluruh makhluk; suatu hari yang menggoncangkan; disebut juga dengan hari pembalasan secara adil (wifaaqaa) setiap amal baik dan buruk. Baca Al-Haqqaah, Wifaaqaa, Yaum, Zalzalah, Waaqi'ah, As-Saa'ah.

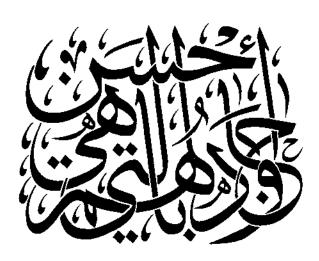

<sup>1</sup> Ibid, plid 2 juz 4 hlm. 185.

<sup>2. &#</sup>x27;Umdatul Qaarii Syarh Shahih Al-Bukhari, juz 10 hlm. 246.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jihd 2 juz 5 hlm. 178.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 34.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 178.







## (كَأْسٌ) Ka'sun

Firman Allah Swt., وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ dengan membawa gelas, cerek, dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. (Q.S. Al-Waaqi'ah (56): 18)

Keterangan

Al-Ka'su adalah al-'inaa'ulladzii fiihi'sysyaraabu, yang artinya wadah yang di dalam nya terdapat minuman. Terkadang ka'sun juga dikenakan pada khamr itu sendiri. Itulah yang dimaksud, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nuwas:

وَكُأْسٌ شَرِبِتُ عَلَى لَذَةٍ

وَ أُخْرَى تَدَاوَبُتُ مِنْهَا بِهَا

"Berapa gelas khamr yang aku minum untuk kenikmatan, namun orang lain meminumnya sebagai obat".<sup>1</sup>

Dan berkata pula 'Amr bin Kultsum, katanya:

مَبْبَيْتْ اَلْكَأْسَ عَنَا أُمْعَمُرو وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْزَاهَا ٱلْيَمِيْثَا

"Ummu 'Amr menarik minuman dari kami, padahal minuman itu berada di sebelah kanannya".<sup>2)</sup>

Dan ka'sun min ma'iin ialah arak yang mengalir dari sumbernya, demikian kata Ibnu Abbas dan Qatadah. Sedang maksudnya, bahwa arak itu bukan merupakan hasil perasan seperti halnya arak dunia.<sup>3</sup>]

## (کَبُ Kabba (کَبُ

Firman-Nya, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِنَةِ فَكُنْتُ وُجُوهُهُمْ فِي Barangsiapa datang dengan membawa keburukan, maka disungkurkan muka mereka ke neraka. (Q.S. An-Naml [27]: 90)

Keterangan

Kubbat: ditemparkan secara terbalik (disungkurkan). <sup>4</sup>1 Di dalam surat Al-Mulk dinyatakan, بَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجَهِه Yang berjalan terjungkal di atas mukanya. Arti selengkapnya: Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? (O.S. Al-Mulk [67]: 22)

Adapun firman-Nya, ثَغُبُكِبُوا فِهَا هُمَ وَالْعَاوُونَ maka mereka (sesembahan-sesembahan ftu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 94)

Maka, fa-kubkibuu: mereka dijungkirbatikkan. Makna semacam ini berasal dari perkataan mereka, کَنْهُ عَلَى وَجْهِهِ, yang berarti "dia dilemparkannya".<sup>1)</sup>

#### (كَبَتُ) Kabata

Firman-Nya, يَكْبِهُمْ فَيَنْفَلِبُوا خَانِينَ Menjadikan mereka hina, talu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 127)

Keterangan

Kubituu adalah mereka yang tergolong ghaawuun (sesat) seperti yang dijelaskan pada surat Asy-Syu'araa' ayat 94. Makna sesat yang disandarkan kepada kubituu adalah sebagaimana dalam ungkapan ayat yang membandingkan dengan orang yang berjalan tegak diatas jalan yang lurus. (Q.S. Al-Mulk: 22)

Kubitu pada surat Ali Imran ayat 127 di atas menceritakan keadaan orang-orang kafir yang kalah dalam perang Badar. Yakni, terbunuhnya 70 pimpinan mereka dan tertawan 70 orang lainnya. المعادة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المسا

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 162; Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 195

<sup>2.</sup> Ibid., plid 10 juz. 29 hlm. 162.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 135.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 7 juz 20 hlm. 21.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 86.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 226 him. 97.

<sup>3.</sup> Mu jam Al-Wasith, Juz 2 bab kaf hlm. 773.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sebelum mereka mendapatkan kehinaan. (Q.S. Al-Mujaadilah [58]: 5)

Yakbituhum, dalam ayat tersebut artinya sangat jengkel. Berasal dari kata al-kabtu, yakni 'perasaan lemah yang mempengaruhi hati seseorang (stres)'.<sup>1]</sup>

Pada surat Al-Mujadilah tersebut kubituu dimaksudkan dengan mereka yang menzalimi istrinya, dan tidak mau menaati ketentuan hukum pelanggaran zihar.

#### (كَبَدَ) Kabad

Firman-Nya, نَقَدُ خَلَقُتَا الْإِنْسَانَ فِي كُتِبِ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. (Q.S. Al-Balad [90]: 4)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْكَيْنَ adalah kepayahan dan kesusahan (al-masyaaqatu wat-ta'abu). Seorang penyair yang bernama Lubaid mengungkapkan rasa sedihnya atas kepergian kakaknya yang bernama Arbad. la mengungkapkan dalam sebuah bait syairnya:

يًا عَيْنُ هَلْ رَأَيْتَ أَرْبِدَ إِذْ

قُمْنَا وَقَامَ الْخُصُوْمُ فِي كَبَدُ

"Hai mata(ku) tidakkah engkau lihat Arbad tatkala kami melakukan peperangan dengan musuh dalam keadaan payah dan susah".<sup>2</sup>]

Ada yang mengatakan kabada artinya "tertancap kokoh". Sedang arti kabad itu sendiri adalah lurus dan tegak. المحتفظة Adapun asal kata kabad adalah خبنة, apabila mengalami penderitaan, kemudian diperluas maknanya sehingga dipergunakan dalam hal setiap kesusahan, dan di antaranya perkataan المنتفذة sebagaimana dikatakan غبنة dengan makna المنتفذة (membinasakannya). المنتفذة

Muhammad Abduh dalam Tafsirnya menyatakan bahwa kata *kabad* ini memunculkan kata *mukaabadah*, yakni upaya keras guna menangani/ menghadapi pelbagai tantangan serta kesulitan besar. Kata *fi kabad* dimaksudkan bahwa manusia dilahirkan untuk berusaha dan berjuang; dan kalau dia menderita karena kerja keras, dia harus melatih diri untuk bersabar, sebab Allah akan membukakan jalan baginya. <sup>1</sup>

#### (کُنز) Kabara

Firman-Nya, ابْنُهُ لَكَبِيرُكُمُ النَّبِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. (Q.S. Thaaha [20]: 71)

#### Keterangan

Kabiirukum dalam ayat ini maksudnya, pemimpin dan guru kalian. Al-Kisa'i mengatakan, anak kecil di Hijaz apabila datang gurunya maka dia akan berkata: جِنْتُ مِنْ كَيْرِيْنِ, yang artinya saya datang dari guru saya.<sup>2</sup>

Alkubru adalah kemuliaan dan keluhuran (asy-syarfu wa ar-raf'ah). Dikatakan: هُوْ كُنِرُة, yakni mereka yang luhur dalam umur, kepemimpinan (ar-riyaasah) atau dalam hat nasab. Dan dikatakan: وَيْ يَدِهِ كُبُرُ قَوْمِهِ, yakni kebesarannya.<sup>3</sup>

Adapun firman-Nya,هَا كَبُرَث Adapun firman-Nya,هَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِاِتَانِهِمْ كَبُرُث :(Q.S. Al-Kahfi [18] كَلِمَةُ نَعْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَكْذِيْاً (5)

Maka کَبُرَتُ کَلِيهُ (pada kata-kata *kaburat*, huruf *ba* memakai *dhammah*): Alangkah besar kekafiran yang terdapat pada perkataan yang mereka ucapkan. Uslub semacam ini menunjukkan keheranan dan keanehan terhadap ucapan maupun perbuatan yang terjadi. <sup>4</sup>

Adapun نَكَيْتِزَةٌ: Benar-benar berat. Yakni, kata yang menyifati tentang berbuat sabar dan menjalankan salat. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, إِنَّ الْكَابِيرَةُ إِلاَّ الْمُطْرِرُ وَالصَّلَاةِ وَالْمَا لَكَابِيرَةُ إِلاَّ الْمُطْرِقُ وَالصَّلَاةِ وَالْمَا لَكَابِيرَةُ الْمُلْقِيرَةُ الْمُعْلِيرَةُ لِلْمُ الْمُعْلِيرَةُ الْمُعْلِيرَةُ لِلْمُعْلِيرَةُ الْمُعْلِيرَةُ الْمُعْلِيرَةُ اللهِ المُعْلِيرَةُ الْمُعْلِيرَةُ الْمُعْلِيرَةُ الْمُعْلِيرَةُ اللهِ المُعْلِيرَةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرَةُ اللهِ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ المُعْلِيرِةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Al-Kubar yang terdapat pada firman-Nya, Sesungguhnya Saqar itu adalah إِنَّهَا لِأَخْذَى الْكُتِي

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi jilid 2 juz 4 hlm. 60.

<sup>2.</sup> الأَوْرَ مِنْ الأَمْرِيَّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ الْأَمْرِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ (Si fulan tentang perkara ini telah mendapatkan kesusahan). *Mu'jam Al-Wasiith*, juz 2 bab kaf hlm. 281.

<sup>3.</sup> Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 983.

<sup>4.</sup> Tafsir Abu Su'ud, juz 5 hlm. 535; atau asal al-kabad adalah asysyiddah (kesusahan). Lihat, Fothul Qadiir, jilid 5 hlm. 443.

Mohammad Abduh, *Tafsir Juz 'Ammo*, penerjemah: Mohammad Bagir, Cet V, Sya'ban 1420H/November 1999, Mizan-Bandung, hlm. 174-175.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 127.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kof hlm. 773.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 114.

## -4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

salah satu bencana yang amat besar. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 35) maksudnya ialah bencana dan bahaya (al-balaaya wa ad-dawaahiy), dan mufradnya adalah ندنى: أنانى

Firman-Nya, اوَهَكَرُوا مَكْرًا كُلُوا وَهَالَى dan melakukan tipu-daya yang amat besar.(Q.S. Nuh [71]: 22) Maka, al-kubbar: ialah sangat besar (asyaddul minal-kubaar) seperti halnya kata jummaalun dan jamiilun Karena keduanya punya makna mubalaghah (arti sangat), sedang al-kubaar, al-kabiir, dan kubaaran dibaca dengan ringan (takhfiif). Orang Arab mengatakan rajulun hussaanun wa jummaalun, dan husaanun adalah mukhaffaf (dibaca ringan, tanpa tasydid) dan jumaalun adalah mukhaffaf.<sup>21</sup>

Firman-Nya, قَالُ كَبِيرُهُمُ أَلَمْ تَذَلَبُوا أَنْ اَبِكُمُ قَدْ ...Berkatalah yang tertua di antara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah.... (Q.S. Yusuf [12]: 80) Maka, Kabiiruhum dimaksudkan dengan yang paling tua di antara mereka dalam berpendapat dan berpikir, yaitu Yahuda. <sup>3</sup>J

Adapun نخب Lebih besar. Yakni, mengingat Allah. Seperti firman-Nya, خونكر الله نخب Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 45)

Adapun Al-kibriyaa' berarti al-mulku (kekuasaan). <sup>47</sup> Yakni, kata yang disandarkan kepada Musa a.s. dan Harun a.s. agar mempunyai kekuasaan di negeri Mesir. <sup>59</sup> Seperti firman-Nya, وتكون تُكها الكترياة في الأوس

Sedangkan firman-Nya, وَالْأَوْنِ وَهُ الْكِارِيَاءُ فِي السَّمَوَاءِ بِهِ السَّمَوَاءِ بِهِ الْكِيْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاءِ بِهِ الْمُوْضِ إلى yakni kibriyad' yang disandarkan kepada Allah, yang berarti "Dia-lah Yang Mempunyai Keagungan di langit dan di bumi". Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 36)

Adapun الْتَكَيَّة, ialah puncak dalam hal kebesaran dan keagungan (al-mubaalighu filkibriyaa' wal 'uzhmah). Dan salah satu dari asma Allah. Sebagaimana firman-Nya: Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa. Yang Mahakuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Mahasuci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 23)

At-Takabbur ialah tidak menghargai kebenaran dan tidak tunduk kepadanya, dan disertai dengan sikap merendahkan orang lain. Orang sombong memandang dirinya tidak patuh dan tunduk kepada kebenaran atau disamakan dengan orang lain. <sup>1</sup>

Sedangkan نستنځونن: Orang-orang yang sombong. Yakni perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri, antara lain: 1) mereka yang tidak beriman dengan negeri akhirat, dan mengingkari ke-Esaan Allah. (Q.S. An-Nahl [16]: 22), 2) mereka yang enggan diajak meminta ampun, dan membuang muka. (Q.S. Al-Munaafiqun [63]: 5), dan 3) mereka yang berpaling dari Al-Qur'an, dan melontarkan katakata keji terhadapnya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 66-67)

Adapun firman-Nya, وَالْدِينَ كَاذَبُوا بِالْبَائِنَا وَاسْتَكْبُرُوا (Q.S. Al-A'raaf [7]: 36) Maka, Istikbaarul an qabuulil aayat: (sombong dari menerima ayat). Yakni mereka menolak ayat-ayat dengan sikap sombong dan keras kepala terhadap orang yang membawanya.<sup>21</sup>

Dan firman-Nya, النَّبِينَ لا يَرْجُونَ لِفَاءَنَا لَوْلا أَنْوَل (Q.S. Al-Furqan [25]: 21) bahwa غَلْيَا اللَّائِكَةُ أَوْ تَرَى رَبَنَا لَقَدِ اسْتَكَبّرُوا فِي أَنْفُسِهمْ وَعَنُوا عَنُوا كَبِيرا لَقَدِ اسْتَكَبّرُوا فِي أَنْفُسِهمْ وَعَنُوا عَنُوا كَبِيرا أَعْدِ اسْتَكَبّرُوا فِي أَنْفُسِهمْ وَعَنُوا عَنُوا كَبِيرا مُطلقه معلما adatah jawaban dari Allah, yakni mereka menyimpan ketakabburan terhadap kebenaran (al-haqq) karena masih tertanam kebencian di hati mereka --seperti firman-Nya, الاكبر إلاكبر في صنّورهم إلاكبر (Q.S. Al-Mukmin [40]: 56)-- dan mereka disifati dengan al-kibr (memandang besar diri mereka sendiri) karena ucapan mereka sendiri yang memposisikan mereka pada kesombongan dan melampaui batas. السه Al-Mawardi

<sup>3.</sup> Fathel Qadir, jihd 4 hlm. 69; Al-Kasysyaaf, juz 3 hlm. 88.



<sup>1.</sup> Ibid, plid 10 joz 29 hlm. 133

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 him. 217.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 5 juz 13 hlm. 25.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 144.

Kata al-ardh dalam ayat tersebut maksudnya ialah negeri Mesir uhat, Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 703 hlm. 319, lihat ayat 75-77 pada surat tersebut

<sup>6.</sup> Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 353.

Jufsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 63; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-A'raaf ayat 146.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm 146.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menjelaskan bahwa sifat melewati batas mereka itu disebabkan memandang rendah yang berkenaan dengan di utusnya Muhammad sebagai nabi kita dan nabi mereka, dan kesembronoan mereka berkenaan dengan permintaan mereka untuk melihat Allah dan meminta diturunkannya malaikat kepada mereka.<sup>1)</sup>

Kata ka ba ra adalah kata sifat yang mengandung arti "besar", "mulia", "agung". Adapun Walitukabbira 'ala maa hadaakum ada dua ayat:

Pertama, ayat yang mengupas tentang puasa di bulan Ramadan. Maka Walitukabbira 'ala maa hadaakum, maksudnya bertakbir tatkala salat idul fitri, dari keluar rumah hingga sampai khatib berdiri memulai salat. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

Kedua, ayat yang mengupas tentang ibadah qurban. Maka Walitukabbira 'ala maa hadaakum, maksudnya siarkanlah bimbingan dari Allah berupa qurban dengan sebenar-benarnya. Di antaranya: dengan menyembelih binatang qurban secara berbaris; dan membagikan daging qurban kepada fakir miskin yang meminta-minta atau yang menjaga kehormatannya (tidak memintaminta), dengan landasan takwa. Karena bukan darah daging qurban yang sampai kepada Allah, namun takwanya lah yang sampai kepada-Nya. (Q.S. Al-Hajj [22]: 36)

## (اَلْكَبَائرُ) Kabaa-ir

Firman-Nya, وَالْفَامِ وَالْفُوَاجِسُ Firman-Nya, وَالْفَامِ وَالْفُوَاجِسُ dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 32)

#### Keterangan

Ibnu 'Abbas berkata: al-kabiirah adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah dengan neraka atau kemurkaan-Nya atau laknat-Nya atau azab-Nya. Ibnu Mas'ud mengatakan: al-kabaa-ir adalah apa-apa yang dilarang Allah, dan menurut Sa'id bin Jubair bahwa setiap dosa yang disandarkan kepada Allah yang berakibat neraka

An-Nukotu wal 'Uyuun 'ala Tafsir Al-Maawardi, jilid 4 him. 140.

maka disebut dengan *kabiirah*. Dan maksud *kabaa-ir* yang tertera pada ayat di atas ialah bahwa yang menjauhinya menjadi sebab terhapus kesalahan-kesalahannya yakni syirik. <sup>1</sup> Az-Zamakhsyari mengutip riwayat yang bersumber dari 'Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa *al-kabaa-ir* ialah tujuh dosa besar, yakni: syirik, membunuh, menuduh, zina, memakan harta anak yatim, lari dari pasukannya, kembali ke jahiyyah setelah melakukan hijrah (*at-ta'arrbu ba'dal-hijrah*), dan Ibnu 'Umar menambahkan dengan sihir.<sup>2</sup>I

#### (كَتَتَ) Kataba

Firman-Nya, كَتْبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانُ: Allah telah menanamkan iman dalam hati mereka. (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 22)

#### Keterangan

Kotaballaahi dalam ayat tersebut maksudnya ialah Allah memutuskan dan menghukumi. ا Di dalam Mu'jam disebutkan: كَنْهَا وَكِنَاهِ كَنْهَ الْكِتَابِ كَنْهًا وَكِينَاهِ الْمَهَا، yakni خَمَلُهُ (menulisnya). Jamaknya. dan dikatakan: كَمْنَاهُ وَأَوْجَنِهُ وَهُرَضِتُهُ yakni مُقْمَلًا الشَّهَا (memutuskan/menetapkan), (mewajibkan dan mem-fardhukannya).41

mempunyai beberapa arti, dan kataba berarti kewajiban, yang antara lain: 1) kewajiban perang, misalnya, رَبُعًا لِمُ كَنَبُتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ؛ Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? (Q.S. An-Nisa' [4]: 76); dan firman-Nya كُتُ عَلَيْكُمُ الْمَتَالُ وَهُو كُرُهٌ لَكُمْ Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang adalah sesuatu yang kamu benci. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 216), 2) kewajiban melakukan Qishash, كُتَبُ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ ن الْقَتْلَى: Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 178), 3) kewajiban berwasiat, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَطِيْرَ أَحَدْكُمُ الْمُؤْتُ إِنْ قَرْكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن "Diwajibkan atas kamu ؛ وَالْأَفْرَسِنَ بِالْمُفْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُثَقِّسِ apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab kaf hlm. 774.



<sup>2.</sup> A)-K0

Fathul Qadiir, jilid 1 hlm. 457-458.
 Al-Kasysyaaf, juz 1 hlm. 522.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 28 hlm. 25.





Al-Baqarah [2]: 180), 4) kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan firman-Nya, خُبَبَ عَلَيْكُمُ المِبْيَامُ كُبُبَ عَلَيْكُمُ المِبْيَامُ: Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 183)

Sedangkan ketentuan ajal dinyatakan dengan كِتَابًا مُحَكِّلًا, yakni Ketetapan (ajal, sesuatu yang bernyawa) yang sudah tertentu waktunya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 145)

Adapun firman-Nya, قُلْ بِلْنَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ (Q.S. Al-An'aam [6]: 12) Maka, Kataba 'alaa nafsihi maksudnya mewajibkan atas dirinya sendiri, kewajiban dalam arti keutamaan dan kemuliaan. الم

Kata kataba juga dimaksudkan sebagai ancaman, seperti sanaktubu maa qaalu dan *sanaktubu maa yaquulu*, yang tertera di beberapa ayat, di antaranya: 1) firman-Nya, اِنْ Q.S. Ali 'Imraan) اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغُنِيَاءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا [3]: 181) maka sanaktubu maa gaaluu dalam ayat tersebut maksudnya sebagai ancaman atas ucapan kesombongan mereka (Allah miskin dan mereka kaya), yakni mengancamnya dengan siksa yang membakar (adzaabul-hariiq) karena ketidakbenaran ucapan mereka, 2) firman-.Q.5) 'كُلاَ سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَفَذُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا Maryam [19]: 79) yakni, ancaman berupa diliputi azab secara terus-menerus. Hal ini ditujukan terhadap orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, dan mengatakan: "Pasti aku akan diberi harta dan anak". (ayat 77), padahal persolan tersebut termasuk hal ghaib, yang dengan tegas dinyatakan: Adakah ia melihat yang ghaib atau

ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah? (ayat 78)

Yakni, Sa-naktubu maa qaalu maksudnya ialah Kami akan memperlihatkan kepadanya bahwa Kami mencatatnya. <sup>1</sup> Yakni, tidak melalai-kan, seperti firman-Nya: وَنَكُنْتُ مَا فَلَنُوا وَمَاثَارُهُمْ yakni, Kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. <sup>2</sup>

Sedangkan makna-makna yang dituju oleh kata Al-Kitaab itu sendiri, antara lain:

- Firman-Nya, قَالَ إِنِي عَبْدُ اللَّهِ مَانَانِي الْكِثَابُ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا (Q.S. Maryam 19: 30) maksudnya kitab Injil.<sup>31</sup>
- 2) Firman-Nya, أَنْ عَنْهُ وَأَخْرِجُ لَهُ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عَنْهُ وَتُخْرِجُ لَهُ (Q.S. Al-Israa' [17]: 13) Maka, Kitaabun yang dimaksud di sini ialah lembaran amal; begitu pula firman-Nya, وَلا يُطْلَمُونُ لَعْضَا إِلاْ وُسْمَهُا وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُطْلَمُونَ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 62)
- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِعَيْرِ عِلَمٍ وَلاَ ,Firman-Nya وَلاَ (Q.S. Al-Hajj [22]: 8) Maka, alkitaabu muniir maksudnya ialah wahyu yang menampakkan kebenaran.<sup>5</sup>
- 4) Firman-Nya, قَالُ عِلْدُ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُ رَبِّي وَلاً (Q.S. Thaaha [20]: 52) Maka, Fii kitaabin artinya di dalam kitab catatan. Maksudnya, kesempurnaan ilmu-Nya yang tidak hilang sedikitpun dari catatan itu. ا
- 5) Firman-Nya, بِنُ الْدِينَ يَكَتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْيَبْنَاتِ وَالْهَدَى (Q.S. Al-Baqarah [2]: (Q.S. Al-Baqarah [2]: مِنْ يَعْدِ مَا يَئِثَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْجَنَابِ (159) Maka, *al-kitaab* maksudnya ialah seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit.
- 6) Firman-Nya, يَمْخُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 39) Sedang, ummul-kitaab makna asalnya adalah ilmu Allah.<sup>8</sup>

Al-Kitaab ialah hukum tertentu yang ditetapkan atas para hamba sesuai dengan tuntutan kebijaksanaan. <sup>9</sup> Yang berarti suatu



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 80.

<sup>2.</sup> Arti selengkapnya ayat tersebut: Sesungguhnya Kami menghidupkan otang-orang yang mati dan menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang yata (Lauh Mohfuz.) (Q.S. Yasin [36]: 12).

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 46.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm. 21; ibid, plid 6 juz 18 hlm. 34

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 91.

<sup>6.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 117.

<sup>7.</sup> Ibid, plid 1 juz 2 hlm. 29.

<sup>8.</sup> *Ibid.* jilid 5 juz 13 hlm. 110. 9. *Ibid.* jilid 5 juz 13 hlm. 110.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 7 hlm.84.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kewajiban, yakni, *al-kitaab* bermakna *al-maktuub*, yaitu yang diwajibkan. <sup>1</sup>

- 7) Firman-Nya, فَالْ النَّبِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنْ الْكِتَابِ أَنَاءاتِيكَ بِهِ فَيْلَ (Q.S. An-Namt [27]: 40) Maka, Al-kitaab maksudnya ialah pengetahuan wahyu dan syariat. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu adalah Sulaiman a.s. Demikian pendapat Ar-Razi, dan dia mengatakan bahwa itu adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran.<sup>2)</sup>
- Firman-Nya, بَكُن أَخِل كِتَابُ Bagi tiap-tiap masa ada kitab tertentu. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 38)

Di dalam Al-Qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Depag, dinyatakan bahwa tujuan ayat tersebut di atas ialah; pertama, untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad saw. Dari pihak musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian; kedua, untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya. 31

Adapun firman-Nya, كَتَابُ مُوْمَى Kitab Nabi كَابُ مُوْمَى Kitab Nabi Musa a.s. (Q.S. Maryam [19]: 51)(Q.S. Al-Baqarah [2]: 53, 87) yakni, sebuah kitab yang menjadi pedoman dan rahmat, كِتَابُ مُومِنَى إِمَامًا وَرَحْمُنَةً (Q.S. Huud [11]: 17)

Sedangkan Al-Qur'an dinyatakan dengan, كَتَابُ لَمَيْتِينُ لِمِنْكُ عِنْكُ yakni, sebuah Kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 12); dan selanjutnya Al-Qur'an disifati dengan: كِتَابُ لَمْتِيْنَ , yakni sebuah Kitab yang bercahaya. (Q.S. Al-Hajj [22]: 8), yang di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk (hudan) bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 2; As-Sajdah [32]: 2), sedangkan pengukuhan Al-Qur'an dinyatakan dengan ungkapan: كِتَابُ رَبِّكُ Kitab Tuhanmu (Al-Qur'an). Yakni, Al-Qur'an yang tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya, dan sekaligus sebagai tempat berlindung dan tempat kembali. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 27); adapun كِتَابُ بِنَتِيْنَ بانغنى, yakni Kitab (Al-Qur'an) yang membicarakan tentang kebenaran. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 62); dan, كثابًا في قرطاس: Tulisan di atas kertas. (Q.S. Al-An'am [6]: 7) yakni menyifati keadaan Al-Qur'an yang tertulis di atas kertas, yang dapat diraba oleh tangan mereka (orang-orang kafir). Hal ini sebagai perumpamaan tentang keingkaran mereka terhadap Al-Qur'an, dan sengaja tidak percaya terhadapnya.

Adapun lauh mahfuzh dinyatakan dengan, كِتَابٌ مَكْنُونٌ (Q.S. Huud [11]: 6)) كِتَابٌ مَيْنُنُ (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 78), dan كِتَابُ مَسْطُور (Q.S. Ath-Thuur [52]: 2)

Adapun kitab yang menyifati pemiliknya sebagai hasil amalnya di dunia, dinyatakan dengan, خَتَابُ مَرْقُومُ ialah Kitab yang tertulis, sebuah kumpulan catatan amal orang-orang berdosa, جَتَابُ الْفُجَارِ Kitab orang yang durhaka. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 7-9) baca raqama-marquum; sedangkan, جَتَابُ الْأَبْرَارِ adalah kitab (catatan) orang-orang yang berbakti. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 18)

Adapun *kitaab* berarti "surat", misalnya پخت غریم, yakni surat yang mulia. Maksudnya surat ratu Balqis. (Q.S. An-Naml [27]: 29); begitu juga, الإنفت كتابي منذا Pergilah dengan membawa suratku ini. (Q.S. An-Naml [27]: 28)

Sedangkan kata کابت: Pencatat. Seperti firman-Nya, کراها کابیبن: yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu). (Q.S. Al-Infithaar [82]: 11) Yakni, malaikat pencatat amal manusia.

## (كَتُمَ) Katama

Firman-Nya, إِنَّ الْبَيْنَ بِكُنْمُونَ مَا أَنْرَتُنَا مِن الْبَيِّنَاتِ أَوْلَئِكَ بِلَاَمْ وَالْبَدَى مِنْ بَعْدِ مَا يَبِثَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْجَتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَتُهُمُ اللَّهُ Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 159)

Keterangan

Yaktumuuna (یکٹنٹون): Kata ini berasal dari kata الکِثنان dan الکِثنان, artinya menyembunyikan.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 777 hlm. 376.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 190.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 139.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Al-Lusi mengatakan: Al-Kitmu adalah tidak menempatkan sesuatu dengan sengaja, walaupun hal tersebut sangat dibutuhkan. Terjadinya al-kitmu terkadang dengan cara menutupi dan menyembunyikan sesuatu, dan terkadang dengan menghilangkannya kemudian mengganti dengan yang lain pada tempatnya. Dan orang Yahudi melakukan kedua hal tersebut.

Pengertian "menyembunyikan" ialah menyembunyikan atau menutup-nutupi sesuatu. Terkadang al-kitmaan mempunyai pengertian menghapus atau mengganti dengan yang lain. Dalam hal ini, kaum Yahudi melakukan dua hal tersebut terhadap kitab mereka, Taurat. Yang pertama, mereka telah menyembunyikan hukum rajam bagi pelaku zina, dan yang kedua, mereka mengingkari berita gembira yang tersebut di dalam Taurat berkenaan dengan akan datangnya Nabi Muhammad saw. Kemudian, mereka menakwilkan ayat-ayat Taurat secara menyimpang tentang cerita akan datangnya nabi Muhammad saw. Mereka juga melakukan hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menunjukkan kenabian Isa, lalu mereka menyangka bahwa hal tersebut bukan untuk Nabi Isa, melainkan untuk orang lain, yang sampai sekarang mereka masih menunggunya.2)

### (كَتْنِيًا) Katsiiba

Firman-Nya, أنْجِيَانُ كَثِيبًا مَهِيكُ, adalah gununggunung (laksana) tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan. (Q.S. Al-Muzammil [74]: 14)

Keterangan

Katsiiban ialah pasir yang bertumpuktumpuk. Ini berasal dari kata-kata mereka, غَنْبَ بَنْنَا, jika ia mengumpulkan sesuatu. الشُهْ

## (كَأْرَ) Katsara

Katsiir adalah kata yang menyifati sesuatu yang menunjukkan pengertian "banyak". Misalnya: وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ (الْجِنَ قَدِ اسْتَكَانَتُمْ مِنَ الْإِنْسِ (Q.S. Al-An'aam [6]: 128) Maka, Istaktsartum berarti adhlaltum katsiiran (orang yang banyak kalian sesatkan).41

### (گَادِحٌ) Kaadihun

Firman-Nya, يَالَهُا الْإِنْسَانُ إِنْكَ كُلُوحٌ إِلَى رَبِكَ كَدْخا Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. (Q.S. Al-Insyiqaaq: 6)

Keterangan

Kaadihun (گاوخ): Orang yang susah payah. Seorang penyair mengatakan:

وَ مَصَٰتُ بَشَاشَةٌ كُلِّ عَيْشٍ وَ نِفِيْتُ أَكْدَحُ لِلْحَيَاةَ وَ أَنْصَبٍ

"Masa kesenangan hidupku telah berlalu, tinggallah kini aku hidup bersusah payah".<sup>1</sup>

Sedang kaadi<u>h</u>un ila rabbik, pada ayat di atas maksudnya ialah bersungguh-sungguh menemui Tuhanmu, yakni mati.<sup>2</sup>1

### (کَذَبَ) Kadzaba

Firman-Nya, وَكُذُّبُوا بِالْبِنَا كِذَابًا adan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguhsungguhnya. (Q.S. An-Naba' [78]: 28)

Keterangan

Kidzdzaaba (البَيْةِ): Tidak mau mempercayai. Ada pula yang membacanya dengan tahfif (tanpa tasydid), yakni kidzaba, yang berarti kebohongan. Sebagaimana penyair mengatakan:

فَصَدَّفْتَهَا وَكَذَّبْتَهَا

## وَالْمُرْءُ يَنْفَعْهُ كِذَابَهُ

"Terkadang ia membenarkannya dan terkadang ia berbohong, namun seseorang itu dapat mengambil manfaat dari kebohongannya". <sup>3</sup>]

Firman-Nya: وَجَاءَ الْمُعْرَوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤَذِنَ لَهُمْ (Q.S. At-Taubah [9]: 90) Maka, Kadzdzaballaahu wa rasuulahu ialah menampakkan keimanan kepada Allah dan rasul-Nya secara dusta. Dikatakan, kadzdzabathu nafsuhu, berarti dia dibisiki oleh dirinya sendiri dengan angan-angan yang tidak mungkin tercapai; dan kadzdzabathu 'ainuhu, matanya memperlihatkan kepadanya apa yang tidak mempunyai hakikat.

<sup>4.</sup> tbid, plid 4 juz 10 hlm. 186.



<sup>1.</sup> Ruuhul Maa'ni wa Tsab'ul-Matsaani, juz 2 hlm. 27.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 29.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 114-115; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 177.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 film. 130.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 10 juz 30 hlm. 88.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm 234-235.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 11.





Di antara ayat yang memuat Al-kaadzibuun dan al-kaadzibiin adalah surat Ali 'Imran [3]: 61; surat Yusuf [12]: 74; surat An-Nahl [16]: 39, 105, 86; surat Al-Mujadilah [58]: 18; surat Al-An'am [6]: 28; surat At-Taubah [9]: 43, 108; surat Al-Mu'minuun [23]: 91; surat Al-'Ankabuut [29]: 12, 3; surat Ash-Shaffaat [37]: 152; surat Al-Hasyr [59]: 11; surat Al-Munaafiquun [63]: 1.

Kadzdzaab (كَانَاتِ): Pendusta, dimuat di beberapa tempat, antara lain: surat Al-Qamar [54]: 25, 26; surat Al-Mu'min [40]: 24, 28; surat Shaad [38]: 4.

Al-Mukadzdzibin (انْتَكَرْبِينَ): Orang-orang yang berdusta dimuat di dalam surat Al-<u>H</u>aaqqah [69]: 49; surat Ath-Thuuur [52]: 11.

### (اَلْكَرْبُ) Al-Karbu

Firman-Nya, فَنَجُنِنَاهُ وَأَمْلُهُ مِنَ الكُرْبِ الْعَظِيمِ Kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 76)

Keterangan

Al-Karbu ialah kesedihan yang mendalam. Maksudnya ialah azab yang menimpa kaumnya, yaitu penenggelaman mereka setelah sebelumnya dia menerima penganiayaan dari mereka.<sup>13</sup>

## (كَرُةٌ) Karrah

Firman-Nya, قَالُوا بَلْكَ إِذَا كُرُةٌ خَاسِرَةٌ Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan". (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 12)

Keterangan

Al-Karratu pada ayat tersebut ialah hidup kembali sesudah mati. $^{2l}$ 

Firman-Nya, بَامُوَالِ مِنْ الْكُوهُ عَلَيْهِمْ وَامْدَدُنَاكُمْ بِأَمُوالِ (Q.S. Al-Israa' [17]: 6) Maka, Al-karratu dimaksudkan dengan giliran dan kemenangan. Sedang arti al-karr ialah pulang/kembali/cenderung.<sup>3]</sup>

Firman-Nya, نُمُ ارْجِع الْبَصَورَ كَرْتَيْنِ. Kemudian pandanglah sekali-lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. (Q.S. Al-Mulk [67]: 4) Maka, Karrataini (كَرْتَيْنِ), adalah raja'taini 'akhrayaini fi 'irtiyaadil-khalali, artinya "dua kali dalam kekacauan". Namun yang dimaksud adalah at-takriiru wat-taktsiiru, yakni berulangulang, berulang kali. Maka yang dimaksud adalah penglihatan demi penglihatan, karena Al-Qur'an menyebutnya: tsumma raja'al-bashara karrataini, artinya kemudian pandanglah sekali lagi.

Dan jelastah, bahwa maksud *karrataini* adalah memperbanyak (menunjukkan arti banyak, dan berulang). Sebagaimana dikatakan:

لَوْعُدُ قَبْرِ وَقَبْرِكَانَ أَكْرِمَهُمْ

بَيْتَا ۚ وَأَبُعَدُهُمْ مِنْ مَنْزِلِ الْذَامِ

"Jika kubur dan sekalis lagi kubur dihitung, maka kubur mereka adalah rumah yang mulia dan lebih jauh mereka dari rumah yang hina".<sup>1]</sup>

Dalam ayat lain dinyatakan: Maka sekiranya kita dapat sekali lagi (ke dunia), niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 102)

Ayat tersebut mengandung makna tamanni (angan-angan), mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi namun tidak dapat diharapkan tercapainya. Dan maksud lafaz karrah dalam ayat tersebut adalah ingin mengulang kembali kehidupan di dunia untuk beramal saleh.

## (کُرْسِیُّ) Kursiyyun

Firman-Ñya, وَلَقَدُ فَتِنَا سَلَيْمَانَ وَالْفَيْنَا عَلَى كَرْسِيِهِ جَسَدًا. Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah), kemudian ia bertaubat. (Q.S. Shaad [38]: 34)

Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan kata kursiyyu mempunyai beberapa pendapat. Antara lain: al-kursiyyu menurut lugat adalah sesuatu yang dijadikan pegangan dan sebagai tempat duduk di atasnya. Berarti al-kursiyyu menunjukkan besarnya melebihi langit dan bumi. Dan al-kursiyyu menurut lughat juga berarti al-kurraasah, yakni, sesuatu yang telah tetap dan sebagiannya melekat dengan sebagian yang lain. Sebagian kaum mengatakan bahwa kursiyyuhu berarti kekuasaan-Nya (qudratuhu) yang dengan-

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 55.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 htm. 22.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm. 12.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 7.

# 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



nya dapat mengendalikan langit dan bumi. Dan diriwayatkan oleh Abu 'Amr dari Tsa'tabi, ia berkata: *al-kursiyyu* sebagaimana yang dikenal oleh orang-orang Arab adalah *karaasiyyulmulk*, kursi para raja). <sup>11</sup>

Sedang firman-Nya, وَسِعُ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ kursi Allah meliputi langit dan bumi. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255)

Kata ini dimuat sebanyak dua kali. Yang pertama mengandung unsur ketuhanan dan yang kedua kursi sebagaimana yang kita jadikan sebagai tempat duduk. Menurut Imam Al-Maraghi, al-kursyiyyu adalah al-'ilmu al-ilahiyyu (Ilmu ketuhanan).<sup>21</sup>

### (کَرَمَ) Karama

Firman-Nya, وَلَقَدُ فَتَنَا فَيَلَيُمْ قَوْمَ فَرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولً Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir`aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. (Q.S. Ad-Dukhan [43]: 17)

#### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa كُونَّهُ ialah orang yang mempunyai perilaku yang baik dan terpuji. Selanjutnya *Kariim* juga merujuk kepada sikap baik tanpa kekerasan. Menurut beliau: "segala sesuatu yang terhormat dalam bangsanya disebut *kariim* (mulia)". Sedang, kata *kariim* tersebut disandarkan kepada Musa a.s. yang diutus Allah kepada Fir'aun.

Kariim adalah sebuah kata sifat, yang berarti "mulia". Sejumlah ayat menyebutkan sandaran kata *kariim*:

- 1) Disandarkan kepada malak (Yusuf a.s.), misalnya, خَلْكُ دُرِيَّمُ: Ucapan Zulaikhah terhadap Yusuf karena terperanjat dengan ketampanan Yusuf a.s.: "Mahasempurna Allah, ini bukanlah manusia. sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia". (Q.S. Yusuf [12]: 31)
- 2) Disandarkan kepada Fir'aun, misalnya, وَكُنُونِ Dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 58). Yakni, dengan pengejaran Fir'aun

dan kaumnya untuk menyusul Musa dan Bani Isra'il, maka mereka telah meninggalkan kerajaan, kebesaran, kemewahan, dan sebagainya. Begitu juga yang tertera dalam surat Ad-Dukhan, وَزَرُوعُ وَنَقَامُ كَرِيمٍ Dan kebun-kebun serta tempat yang indah-indah. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 26) Maka, Maqaamin Kariim, ialah majlis-majlis dan rumah yang indah. 21

- 3) Disandarkan kepada pengikut peringatan Allah, misalnya, بَعْنَمُوهُ وَأَجْرِ كُرِيمٍ. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Kalimat yang ditujukan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhannya meski tidak melihatnya. (Q.S. Yasin [36]: 11)
- 4) Disandarkan kepada Muhammad saw., misalnya, زَسُولُ كَرِيمٌ: Seorang rasul *yang mulia*. Yakni, seorang rasul (Muhammad saw.) yang kepadanya Al-Qur'an diturunkan. (Q.S. Al-Haqqah [69]: 40)
- Disandarkan kepada tumbuh-tumbuhan, misalnya, من كُانَ زَوْج كَرِيم. Pelbagai macam tumbuhan yang baik. (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 7)
- 6) Disandarkan kepada yang menjauhi dosa besar, misalnya, نَمْ فَلاَ كُرِينًا Tempat masuk yang mulia. (Q.S. An-Nisa' [4]: 31) di antara dosadosa besar tersebut adalah: memakan harta manusia dengan jalan yang batil dan orangorang yang membunuh dirinya sendiri (baik arti secara hakiki, yakni bunuh diri, atau arti secara majazi, yakni menjerumuskan diri dalam kesalahan.
- 7) Disandarkan kepada perkataan kepada kedua orang tua, misalnya, ثَوْلاً كَرِيمًا: Perkataan yang mulia. Selengkapnya: فَلاَ تَقُل لَهُمَا أَنْهَا أَنْهَا وَلاَ تَنْهَرُهُمَا وَقُل (Q.S. Al-Israa' [17]: 23)
- 8) Disandarkan kepada para istri nabi, misalnya: رَزَفًا كَرِينا: Rezeki yang mulia. (Q.5. Al-Ahzab [33]: 31) Adalah kalimat yang ditujukan kepada para istri Nabi Muhammad saw. apabila mereka tetap menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka balasannya berupa

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 9 juz 25 hlm. 136.



ت رس Manzhor, *Op. Cit.*, jilid 6 film, 194 maddah ت رس

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm 11.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 446, Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm.

<sup>4.</sup> *lbid*, plid 5 juz 15 hlm. 31.

Depag, Al-Mubin (Al-Qur'on dan Terjemahnya), catatan kaki no. 1085 hlm. 577, CV. Syifa Semarang.



rezeki yang mulia; lalu balasan lainnya adalah disediakannya pahala dua kali lipat.

9) Disandarkan kepada kekuasaan Allah, misalnya: غَيْ كُوبِهَ Maha Kaya lagi Maha Mulia. Arti selengkapnya: Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Mahakaya lagi Mahamulia. (Q.S. An-Naml [27]: 40)

Begitu juga kata kariim yang tertera di dalam firman-Nya, زيتُ الْفَرَافِ الْكَرِيمِ Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. Arti selengkapnya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan? Mahatinggi Allah, Raja Yang sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 115-116)

Adapun firman-Nya, کراها کتابین: yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaanpekerjaan itu). (Q.S. Al-Infithaar [82]: 11) Adalah istilah yang ditujukan kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi tindakan manusia.

Sedang firman-Nya, وَالْنَيْنَ لاَ يَشَيْدُونَ الزُّورَ وَإِنَا Dan orang-orang yang tidak inemberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 72)

Maka, *Kiraaman* dalam ayat tersebut maksudnya ialah mereka memuliakan dirinya sendiri dengan menjauhkan diri dari terjerumus ke dalam perbuatan yang sia-sia. <sup>1</sup>

Kemudian firman-Nya, کَوَامِ بَرَنَهُ Yang mulia lagi berbakti. (Q.S. 'Abasa [80]: 16) adalah kata jamak, dan bentuk tunggalnya *kariim.* Artinya mulia.<sup>21</sup>

Rangkaian ayat tersebut adalah sifat yang ditujukan kepada para penulis (malaikat) yang membawa (menurunkan) wahyu (Al-Qur'an) yang ditinggikan lagi disucikan. (Lihat ayat ke 13-15) Sedang firman-Nya, إِنْ صَحُفَتُ كُرُبُةٍ. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. (Q.S.'Abasa [80]: 13) Maksudnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dari Lauh Mahfuz.<sup>1</sup>)

Firman-Nya, عِنادٌ مُكَرَمُونُ Hamba-hamba yang dimuliakan. (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 26) Yakni istilah yang ditujukan kepada para malaikat. Dan sekaligus bantahan bahwa para malaikat bukanlah anak-anak Allah. Mahasuci Allah dari tuduhan-tuduhan yang najis itu.

Adapun firman-Nya, مَنْ تَاكُ حَدِيثُ صَيْبَ إِبْرَاهِيمَ (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 24) Maka, al-Mukramiin berarti tamu-tamu yang terhormat di sisi Ibrahim. Karena ia telah melayani mereka bersama istrinya, dan segera menyuguhkan kepada mereka suguhan, dan mempersilakan mereka duduk pada tempat yang mulia.<sup>2)</sup>

#### (کُرَهَ) Karaha

Firman-Nya, طَوْعًا وَكُرْهًا: (Dengan cara) suka rela atau terpaksa. Arti selengkapnya: Maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal kepadanyalah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka atau terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 83)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan, dikatakan bahwa al-karhu dan al-kurhu adalah satu arti, seperti halnya adh-dha'fu dan adh-dhu'fu. Dikatakan, al-karhu adalah kesusahan (al-musyaqqat) yang menjepit manusia di luar kesanggupannya dengan cara terpaksa. Sedang al-kurhu adalah apa yang menjepit (mengurung) manusia dari dzatnya itu sendiri yang terus bersamanya. Oleh karenanya terdapat dua bentuk, yakni sesuatu yang mengurung dari sisi tabiat; dan kedua sesuatu yang mengurung manusia dari sisi akal dan syara'. 31

Firman-Nya, مَنْ كَفْرِ بِاللَّهِ مِنْ يَعْدِ إِيمَائِهِ إِلاَّ مَنْ أَكُوهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحٌ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضِبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحٌ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضِبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Crt., hlm. 446.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 35.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm.41.

Depag, Al-Qur'on don Terjemohnyo, catatan kaki no. 1557 hlm. 1025.

<sup>2,</sup> *tbid*, jilid 9 juz 26 hlm. 182.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S. An-Nahl [16]: 106) Maka, *Ukriha* maksudnya ialah dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. <sup>1</sup>

Sedang Kurhan (خرفنا): Susah payah. Seperti firman-Nya, حملته أَمُهُ كُرَمًا وَوَصَعْتُهُ كُرَمًا العسام. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 15)

Makruuhan artinya amat dibenci. Dikatakan: كَنْ الْمَانِكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولُوهُ فَهِ كُونًا (membenci sesuatu). كَنُّ ذَلِكُ كُانَ مَنْيِئَةً عِنْدَ زِيك (membenci sesuatu). كُنُّ ذَلِكُ كُانَ مَنْيِئَةً عِنْدَ زِيك Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. (Q.S. Al-Isra' [17]: 38)

Yakni, sejumlah larangan dari Allah yang tertera di dalam surat Al-Isra', yang secara ringkas dinyatakan:

a) Janganlah kamu menyembah selain Dia (Allah), janganlah kamu mengatakan kepada kedua orangtua dengan perkataan "ah" dan membentaknya (ayat ke 23); b) janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros (tabdzir) (ayat ke 26); c) janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah terlalu mengulurkannya, karena kamu akan menjadi terhina dan menyesal (ayat ke-29); d) janganlah kamu membunuh anakanak kamu karena takut miskin (ayat ke-31); e) janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (ayat ke-32); f) janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar (ayat ke-33); g) janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (ayat ke-34); h) janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang tanpa didasari pengetahuan tentangnya (ayat ke-36); i) janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong (avat ke-37).

Selanjutnya: Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. (ayat ke-38)

Kemudian dari sejumlah larangan tersebut di atas, Allah menegaskan larangan berikutnya, yang berbunyi: Janganlah kamu mengadakan tuhan yang tain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela serta dijauhkan (dari rahmat Allah). (ayat ke-39)

### (اِکْتَسَتِ) - İktaasaba (اِکْتَسَتِ)

Firman-Nya, بِكُنِ امْرِي مِنَهُمْ مَا اكْتُسَبَ مِنَ الْإِنْمِ : Tiaptiap dari seseorang mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. (Q.S. An-Nur [24]: 11)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-kasbu ialah apa yang dipilih oleh manusia dalam mendatangkan manfaat, memperoleh keuntungan seperti usaha mencari harta benda. Dan terkadang dipergunakan tentang sesuatu yang disangka oleh manusia bahwasanya sesuatu itu dapat mendatangkan manfaat di satu sisi dan mendatangkan kemudharatan di sisi lain. <sup>1</sup>J

Sedang Iktasaba artinya mengelola dan bersungguh-sungguh (tasharruf wa ijtahada). Dan المُنْسَبَ الْإِنْمُ berarti keuntungannya. Dan المُنْسَبَ الْإِنْمُ berarti menanggungnya. المُنْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مِنْ اللهُ تَقَسَّا إلا وَسُعْها لَهَا عَلَيْها وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مَا تَكْسَبَتْ وَعَلَيْها مِنْ اللهُ تَقْسَلُوا لِللهُ اللهُ وَعَلَيْها مِنْ اللهُ وَعَلَيْها مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْها مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْها مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

Dalam ayat tersebut, kata *iktisab* (upaya) disandarkan kepada kata *syarr* (jahat), yang merupakan penjelasan bahwa jiwa manusia itu secara fitrahnya adalah cenderung kepada kebaikan, maka apabila ia melakukan kejahatan adalah dalam keadaan terpaksa atau terdesak. Karena kebaikan itu sudah menjadi naluri manusia yang telah tertanam dalam jiwanya, maka dalam mengerjakannya sedikitpun tidak akan berhadapan dengan keberatan atau kesusahan, bahkan sebaliknya ia menemui kegembiraan dan kebahagiaan dalam mengerjakannya. Misalnya saja kecenderungan melakukan ibadah (menyembah Allah), sebagai tanda bersyukur kepada-Nya.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 5 juz 14 hlm. 145

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kof hlm 785.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Ca., hlm. 447-448.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab kof hlm 787.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm 83.

Jelas, hal ini merupakan perbuatan baik. Karenanya, ia senang melakukannya, karena kebaikan tersebut telah tertanam secara fitri di dalam jiwa manusia. Sedangkan perbuatan jelek, maka hal itu telah melibatkan jiwa manusia kepada sesuatu yang bukan fitrah dan wataknya. Jadi, hal ini tentu saja dibenci dan dipandang

Seorang anak kecil, fitrahnya akan tumbuh dengan baik untuk menyenangi kebenaran, sampai ia mengetahui kebohongan dari orang lain, lalu mengajarinya, sedang ia sendiri mengerti bahwa perbuatan itu tidak baik. Demikianlah perasaan seseorang ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, dan dalam hati kecilnya ada perasaan yang mengatakan, "Jangan lakukan itu". Kemudian, perasaan tersebut akan menghukum dirinya setelah mengerjakan dan menyatakan perbuatan itu tidak baik."

#### (کَسَادَ) Kasaada

hina oleh mereka.

Fírman-Nya, نَوْبَجَارَةٌ نُفُشُونَ كَسَادَهَا: dan permiagaan yang kamu khawatir *kerugian*nya. (Q.S. At-Taubah [9]: 24)

Keterangan

Dikatakan: کَسَنَتِ الْبَجَارَةُ kerugian berdagang.<sup>2</sup> Dan disebutkan di dalam *Mu'jam*, کَسَدَا وَ کَسُوْدًا , yakni tidak mengharapkan karena tidak ada keinginan kepadanya (tidak tertarik).

آد فَهُوْ كَاسِدٌ وْكَسِيْدُ (الْمَهُوُ الْمِدِيُّدُ وَكَسِيْدُ (الْمَهُوُ الْمِدِيُّدُ وَكَسِيْدُ (الْمَهُوُ الْمِدِيُّدُ وَكَسِيْدُ (الْمَهُوُ الْمِدِيُّدُ وَكَسِيْدُ (الْمَهُوْ الْمِدِيُّدُ وَكَسِيْدُ (الْمَهُوْ الْمِدَانِيُّدُ (الْمَهُوْ الْمِدَانِيُّدُ (الْمُهَانِيُّدُ (الْمُهَانِيُّةُ وَكَسِيْدُ (الْمُعَانِيْدُ (الْمُهَانِيُّةُ الْمُعَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ)) وَالْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدِ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدِ (الْمُهَانِيْدُ))) وَالْمُهَانِيْدُ الْمُهَانِيْدِيْدِيْرُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ)) وَمُعْلِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ)) وَمُعْلِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ الْمُهَانِيْدُ (الْمُهَانِيْدُ الْمُهَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُانِيْدُ (الْمُعَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُ الْمُعَانِيْدُ

#### (كِسَفًا) Kisafan

Firman-Nya, أُوْ تُسْتَمِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السُّمَاءِ: Atau Kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. (Q.S. Saba' [34]: 9)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Kisfan, adalah *qatha'atun* (potongan, belahan), <sup>4</sup>l dikatakan *kasfun* (disukun sin-nya dan *kisfatun*, yakni *qatha'atun* (potongan, belahan, serpihan), dan jamaknya كَبْنَتْ وَكْبِيْتْ.

## (کُسَالَی) Kusaala

Firman-Nya, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاثِةِ قَامُوا كُنسَالَى يُرْتَانُونَ النَّاسَ: dan apabila mereka hendak berdiri untuk salat mereka berdiri dengan *malas*, mereka bermaksud riya' (dengan salat) di hadapan manusia. (Q.S. An-Nisa' [4]: 142)

#### Keterangan

Al-Kasal ialah merasa berat terhadap sesuatu yang tidak layak diperberat yang oleh karenanya ia menjadi tercela. Dikatakan, عَبْنُو كُسْلُّ وَكُسْلُانًا. Sedang bentuk jamaknya adalah Kusaala dan kasaala, yaitu orang yang merasa berat dan berlambat. Dan disebutkan pula dalam ayat yang lain yang merupakan ciri pokok orangorang munafik: dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan malas. (Q.S. At-Taubah [9]: 55)

## (كَسُوَةٌ) Kiswatun

Firman-Nya, وَكِسَوَتُنَى بِالْعَرُوفِ: Dan kewajiban ayah memberikan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

#### Keterangan

Kiswah adalah bentuk masdar dari كَسَايِكُسُوْ هُهُ كَسَايِكُسُوْ Kiswah adalah bentuk masdar dar كِسَوْا وَكِسَوْهُ kiswah ialah al-libaas (memakai pakaian). Dan au kiswatuhum, maksudnya ialah aku benarbenar mengenakan pakaian kepadanya dan ia pun mengenakannya (wa qad kasautuhu waktasa). Dan daging sebagai pembungkus tulang dinyatakan, انْكُسُوْنَا الْبِطَامُ لَهُمَا belulang itu kami bungkus dengan daging. (Q.S. Al-Mu'minuum [23]: 14)

## (کُشِطَتْ) Kusyithat

Firman-Nya, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Dan apabila langit *dilenyapkan.* (Q.S. At-Takwir [81]: 11)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa kusyithat (غُشِطَتْ), adalah kusyifat au uziilat 'amma fauqaha kama yuksyitu jildu 'dz-dzabiihati 'anha, artinya dibuka atau dihilangkan apa yang

<sup>186.</sup> 2. Ibid, hlm. 449.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 85-86.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 80; Fathul Qodiir, jilid 2 hlm 349.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kaf hlm. 786.

Al-Bukhari menafsirkan bahwa Kisfon berarti qrth'on. Lihat, Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 199.

<sup>5.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jillid 3 hlm. 266; Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kaf hlm. 787.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 449; Tafsır Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

berada di atasnya, sebagaimana menghilangkan kulit dari binatang sembelihan.<sup>1</sup>

Kata Kusyithat dalam ayat tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya kiamat, yakni pada saat itu tidak ada penutup, tidak ada langit, tidak ada pula apa yang dinamakan atas dan bawah.<sup>2)</sup>

### (كَاشِفَةٌ) - Kaasyifatun (كَشَفَةٌ)

Firman-Nya, ثَلْيَسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. (Q.S. An-Najrn [53]: 58)

Keterangan

Kaasyifah adalah suatu jiwa yang memberitahu saat terjadinya Kiamat dan menerangkannya. Karena Kiamat adalah perkara ghaib yang tersembunyi.<sup>31</sup>

Adapun firman-Nya, فَوَ مَعْنَمُ مِنْ (Q.S. Al-Israa' رُعْنَكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً (أَوْبِهِ فَلاَ يَعْلِكُونَ كَشْفَ الطَّرْ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً (17]: 56) Maka, Kasyfudh-dhurri: menghilangkan bahaya, atau mengalihkan dari kamu kepada orang lain.4

يَوْمَ يُكُشِّفُ عَنْ سَاقَ وَتُدْعَوْنَ إِلَى الْمِنْجُودِ , Firman-Nya قَلاَ يَسْتَطَيِفُونَ (Q.S. Al-Qalam [68]: 42) Maka, yauma yuksyafu 'an saagin, maknanya tentang kesulitan akhirat, demikian kata Al-Hasan; kedua, bahwa as-saaq adalah al-ghithaa (tutupan), demikianlah kata Ar-Rabi'; ketiga, maksudnya ialah kesusahan dan kesempitan, demikian kata Ibnu Abbas; keempat, maknanya ialah pertanggungjawaban dalam menghadapi hari akhir dan lenyapnya dunia. Adh-Dhahhak berkata, bahwa yang demikian itu karena pada saat itu merupakan awal mula munculnya berbagai kesusahan.51 Yakni, ungkapan dahsyatnya perkara saat Kiamat untuk menjalani hisab dan balasan amal. Dikatakan, kasyifatil harbi 'an saaqin, bila perkara yang terjadi di dalamnya sangat dahsyat. 61

## (ٱلْكُطِيْمُ) Ai-Kazhiimu

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ بَاأَسْفَى عَلَى يُوسُفَ , Firman-Nya dan Ya'qub berpaling :وَابْيُصِّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ dari mereka (anak-anaknya), seraya berkata: "Aduhai, duka citaku terhadap Yusuf". Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah orang yang (kuat) menahan amarah. (Q.S. Yusuf [12]: 84)

Keterangan

Imam Ar-Raghib menjelaskan bahwa al-Kazhiim artinya "yang menahan"; berasal dari الْكَطْنَ, yakni "rongga pernapasan", yang kemudian membentuk kata الْكَظُومُ yang berarti "menahan nafas". Dan kata ini pun digunakan sebagai gambaran tentang diamnya seseorang. <sup>1)</sup>

Kazhiim yang tertera pada ayat di atas adalah mumtali'u minal huzni bi-kitmanihi wala yubdihi yakni, menyembunyikan kesedihannya. <sup>13</sup> Kata ini menggambarkan suasana kesedihan, kepedihan yang mendalam yang dialami Ya'qub a.s. (ayah Nabi Yusuf).

Abu Su'ud mengatakan: bahwasanya Ya'qub hanya berduka cita kepada Yusuf serta dialah yang menjadi bahan ujian terhadap saudarasaudaranya, sehingga menjadikan musibah besar baginya. Dan disebutkannya Yusuf, berarti mengambil, merampas semua hatinya (sebagai tumpuan harapan Ya'qub), dan merupakan peristiwa yang tidak bisa terlupakan di benak Ya'qub.

Imam Ar-Razi mengatakan: Kesedihan yang dialami Ya'qub merupakan kesedihan baru yang menguatkan kesedihan sebelumnya yang beliau sembunyikan dalam benaknya. Maka duka cita baru membangkitkan duka cita lama yang berakhir pada bertumpunya kesedihan. Penyair mengatakan:

"Saya berkata kepadanya bahwasanya kesedihan telah membangkitkan kesedihan hati, semua ini adalah kuburan malik maka tinggalkan aku seorang diri".<sup>31</sup>

Kazhiim adalah menahan amarahnya yang memuncak terhadap anak-anaknya. <sup>4</sup> Sedang Al-Kazhiim berarti orang yang diliputi duka cita yang mendalam. Al-Kazhmu adalah tempat keluarnya

223

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 25.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 53; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 56.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 70.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 62.

<sup>5.</sup> Lihat, An-Nukatu wol 'Uyuun Tafsir Al-Moowordi, juz 6 hlm. 70-71.

<sup>6.</sup> Haatsiyatush-Shaawiy 'alaa Tafsir Jalalain, juz 6 hlm. 230.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 449.

Al-Kazhirin yakni al-makzhuum. Maknanya bahwa ia dipenuhi kesedihan yang ditahannya. Fathul Qadiir jilid 3 hlm 48.

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 2 hlm. 64.



napas. Dikatakan, أَخَذَ بِكَفِلِهِ, berarti dia menahan tempat keluarnya napas, dan, كُمُمَ عَيْطُهُ, berarti dia menahan emosinya dari keluar sampai ke tempat keluarnya napas. <sup>1</sup> Seperti pemberitaan tentang peristiwa pembunuhan anak perempuan hidup-hidup yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yang dinyatakan dengan firman-Nya, وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَتْقُ طَلِّ وَجُهُ مُسْتَوَدًّا وَمُوْكَظِيمٌ Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (Q.S. An-Nahl [16]: 58)

Sedangkan Makzhuumun (مَكْتَلُومٌ) seperti yang tertera di dalam firman-Nya, اِذْنَادَى وَمُوْمَكُفُومٌ اللهِ Ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya). Yakni, kata yang menceritakan keadaan Yunus a.s. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya). (Q.S. Al-Qalam [68]: 48)

#### (كَوَاعِبُ) Kawaa'ibu

Firman-Nya, وَكُوَاعِبَ أَتْرَابًا Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. (Q.S. An-Naba' [78]: 33)

Keterangan

Kawaa'ib, bentuk tunggalnya adalah kaa'ib yakni gadis yang memiliki buah dada kenyal dan indak serta masih remaja (imra-atun kaa'ibun taka'abbats-tsadyu).<sup>2]</sup>

## (كفَاتًا) Kifaata

Firman-Nya, اَلْمَ نَجُعْنِ الْأَرْضَ كِفَاتًا: Bukankah Kami menjadikan bumi tempat berkumpul. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 25)

Keterangan

Kifaataa, menurut Asy-Sya'bi adalah perut bumi disediakan untuk kalian yang sudah mati dan permukaan bumi disediakan untuk kalian yang masih hidup.<sup>3</sup> Dan نفخ mufradnya ialah گفت<sup>4</sup> Al-Kifaat adalah tempat terhimpun dan berkumpul. Ini berasal dari kafatasy-syai-a, apabila dia menghimpun dan mengumpulkan sesuatu itu. Imam Syibawaih mendendangkan:

كِرَامٌ حِيْنَ تَنَكَّفَتِ ٱلأَفَاعِي

إِلَى أَخْجَارِهِنَّ مِنَ الصَّقِيْعِ

"Mulialah mereka, ketika ular-ular masuk ke lubangnya karena kedinginan". <sup>1</sup>1

#### (كَفَرَ) Kafara

Firman-Nya, الآ كَفْرَانُ لِسَعْبِهِ : Tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Maka barangsiapa mengerjakan amal saleh, sedang aia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadapa amalannya dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 94)

Keterangan

Al-Kufru adalah penutup sesuatu yang menyelimuti. Pengertian semacam ini telah terpakai oleh salah seorang penyair Arab dalam salah satu bait syairnya:

في لَيْلَةِ كَفَرَ النُّجُوْم

"Dalam satu malam yang bintang-bintangnya ditutup/diselimuti oleh mendung".

Al-Kuffaar berarti "para petani". Pengertian secara bahasa ini dapat dilacak di dalam firman-Nya, أَنْهَبُ الْكُفَّارَ نَبَائَهُ ثُمُ يَهِيْخ Tanaman-tanamannya mengagungkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering.... (Q.S. Al-Hadiid [57]: 20)

karena petani mempunyai Hal pekerjaan menutupi tumbuh-tumbuhan (bijibijian) dengan tanah. Kemudian, kata ini dipakai untuk pengertian menutup kenikmatan dalam arti tidak menyatakan syukur. Juga dipakai dalam pengertian kufur terhadap Allah dengan mengingkari keesaan-Nya, sifat-sifat yang wajib bagi-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan lain sebagainya.23 Sebagaimana firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 6)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 95.

Hold, Jilid 10 juz 29 hlm. 162; Ishat, Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 450;
 Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 210.

<sup>3.</sup> Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 4 hlm. 889.

<sup>4.</sup> Al-Burhan fii "Uluumil Qur'an, juz1 hlm. 303.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 181.

<sup>2.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 574, maddah التقري: Tafsir Al-Maraghi, jilid Ljuz 1 hlm. 45-46.

Begitu juga, malam hari dinyatakan dengan kafiran, karena kegelapan malam itu ditutupi oleh sesuatu. Di dalam Ash-Shihhaah, dinyatakan; kegelapanmalamdikatakan kaafirkarena gelapnya segala sesuatu menjadi tertutupi. Sedangkan al-kufru berarti juhuudun-ni'mah, 'membuang kenikmatan' yang merupakan lawan dari asy-syukru (bersyukur). <sup>1]</sup> Ibnu Sukait mengatakan dinamakan kaafir karena ia menutupi kenikmatan dari Allah yang ada padanya. <sup>2]</sup> Meminjam istilah H. Fua'ad Hashem, kafir adalah mereka yang merasa tidak memerlukan kemurahan Tuhan ini untuk hidupnya. <sup>3]</sup>

Ash-Shabuni di dalam kitabnya, *tafsir* Ahkam, membagi kufur menjadi empat kategori, antara lain:

- Kufur yang berarti al-ilhaad (inkaar), yakni tidak mengerti, tidak mengenal Allah sama sekali.
- 2) Kufur yang berarti al-juhdu, yakni, meyakini dengan hatinya dan tidak secara tegas dengan lisannya, sebagaimana kufurnya iblis, kufurnya ahlu kitab. Seperti firman-Nya, نشف الله على الكافرين maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 89)
- Kufur yang berarti 'inaadun, yakni mengakui Allah secara lisan dan hatinya. Namun tidak mau beragama karena terdorong rasa benci, sebagaimana kufurnya Abu Jahal.
- 4) Kufur yang berarti nifaq, yakni, mengakui Allah secara lisan tidak dengan hatinya, dan tidak mempunyai keyakinan terhadap apa yang dikatakan. Maka yang dengannya ia mengerjakan perbuatan orang-orang munafik.<sup>4)</sup>

Kafuuraa: orang musyrik yang terangterangan dalam kekafiran-Nya. المُعْلَمُ اللهُ كَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. (Q.S. Al-Insaan [76]: 24)

## (ٱلْكَفَّارَةُ) Al-Kaffaaratu

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa . الْكَفَّادَةُ berasal dari الْكَفْرُ, artinya tutupan. Kemudian, di dalam istilah syara' menjadi nama segala perbuatan yang menutupi sebagian dosa dan hukuman. Sehingga dosa dan hukuman tidak lagi mempunyai bekas yang karenanya seseorang dikenai hukuman, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1]</sup> Sebagaimana firman-Nya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpahsumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 89)

Kaafur (كَافُوزَ) ialah nama suatu mata air di surga yang airnya putih dan baunya sedap serta enak sekali rasanya. أكان مِزَاجُهَا كَافُورَ! Campurannya di dalam firman-Nya, كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَ! Campurannya adalah air kafur. (Q.S. Al-Insaan [76]: 5)

## (كَفْ) Kaffa

Firman-Nya, هُكَفُ أَيْبِهُمْ مَنْكُمُ Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 12)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-kaffu adalah telapak tangan manusia itu sendiri, yang

Depag, Al-Qur'an dan Terjemohnya, catatan kaki, no. 1537 hlm. 1003; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 195.



ف ف ر , , thid, hlm. 573, maddah.

ك فدر 2. Ibid, hlm. 574, maddah

Hashem, H. Fu'ad, Sejarah Kehidupan Rosululloh Kurun Mekah, Mizan-Bandung, Cet. Ke-IV Dzulhijjah 1415/Mei 1995, hlm. 133.

<sup>4</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm. 250.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 173.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm, 14,



dengannya digunakan untuk menggenggam dan membentangkan.<sup>1]</sup>

Adapun firman-Nya, مُنْابِهِ اِلْ الْمُاءِ اِنْتِلْغُ فَاهُ, Seperti orang yang membuka kedua دُوَنَا هُوْ بِبَالِيْهِ telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya padahal air itu tidak bisa sampai ke mulutnya.

Yakni, sebuah isyarat yang ditujukan kepada orang yang menyesal dan meratapi penyesalannya.<sup>2]</sup> Arti selengkapnya: Hanya Allah-lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membuka telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak sampai ke mulutnya. Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu sia-sia belaka. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 14)

Sedang firman-Nya, وَفَاتِلُوا النَّشْرِكِينَ كَافَةً كُنا Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya. (Q.S. At-Taubah [9]: 36)

Maka, kaafatan berarti secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dikatakan maknanya jama'ah (kelompok). Oleh karenanya al-jamaa'ah dikatakan kaffah yang demikian itu karena kebersamaannya sehingga menjadi kuat. Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 450

Begitu pula *kaaffatan* yang berarti secara keseluruhan, totalitas, tanpa terkecuali. Sebagaimana firman-Nya, يَاأَيُّهَا النَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَمِ كَافَة: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 208)

## (كِفْلَيْن) Kiflayn

Firman-Nya, بَوْنَكُمْ كِفَلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu *dua bagian* (Q.S. Al-Hadiid [57]: 28)

Keterangan

Kiflayni min rahmatih maknanya menurut Abu Musa Al-Asy'ari adalah dhi'fain (dua kali lipat) adalah lughat Habasyah. <sup>31</sup> Arti selengkapnya

Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 450.

berbunyi: Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Q.S. Al-Hadiid [57]: 28)

Yakni, Allah menjanjikan kepada orangorang yang beriman kepada rasul-Nya setelah beriman kepada para nabi sebelumnya dengan tiga hal, antara lain:

- Bahwa Dia melipatkan pahala kepada mereka.
- Allah memberikan kepada mereka cahaya di depan dan di sebelah kiri mereka di hari kiamat yang dapat menunjuki mereka ke jalan yang lurus dan menyampaikan mereka ke surga.
- Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang dahulu mereka lakukan.<sup>11</sup>

#### (كَفَلَ) Kafala

Firman-Nya, وَقَدْ جَمَلَتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً: Sedang kamu telah menjadikan Allah *sebagai saksi*mu. (Q.S. An-Nahl [16]: 91)

Keterangan

Kafiilan dalam ayat tersebut maknanya ialah sebagai saksi dan pengawas. <sup>2]</sup> Sedang firman-Nya, مَنْ أَذُلُكُمْ عَنْى أَهْلِ بَنْتِ بَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِعُونَ (Q.S. Al-Qashash [28]: 12) Maka, Yakfuluuna berarti menjamin penyusuannya dan mengatur segala urusannya. <sup>3]</sup>

Adapun firman-Nya: فَنَقَبَلْنَا رَبُنَا بِفُبُولِ حَسْنِ وَأَنْنَهَا (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 37) Maka, Wa kaffalahaa Zakariyyaa maksudnya ialah menjadikan Zakaria sebagai orang yang menjamin dan menanggungnya (Maryam). Zakaria adalah salah satu anak Nabi Sulaiman bin Nabi Daud a.s.4

## (كُفُوًا) Kufuwan

Firman-Nya, وَثَمْ يَكُنُ لَهُ كَفُوا أَحَدٌ dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (Q.S. Allkhlash [112]: 4)

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 450.

<sup>3.</sup> Al-Burhan fii 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 187.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 37.

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa al-kuf'u, adalah an-nazhiru wa asy-syabih (serikat, sekutu, sesuatu yang serupa). 11 Abu 'Ubaidah mengatakan: kufwun, kafa'a, kifaa'un, semuanya menunjukkan makna yang sama, yakni al-mitslu wa an-nazhiru (sepadan, serupa). Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-kaf-u dan al-mukaafi': yang menyamai-Nya, dalam hal kemampuan kekuasaan-Nya. 21

Ayat tersebut hendak mentahbiskan ke-Mahaperkasaan Allah dalam segala hal, sekaligus memaksa manusia untuk tunduk kepada-Nya. Sebagaimana meluncurnya batu dari atas gunung sebagai bentuk rasa takut kepada-Nya.

#### (كَفَى) Kafay

Firman-Nya, وَتَوَكُّلُ عَلَى الْغِيَ الَّذِي لاَ يَعُوتُ وَسَبَعُ بِحَمْدِهِ (Q.S. Al-Furqaan [25]: 58) (Q.S. Al-Furqaan [25]: 58) Maka, Kafaa bihi. Dikatakan kafay bil-mi jamalan yang berarti 'cukuplah dengan ilmu itu sebagai keindahan', sehingga kamu tidak membutuhkan yang lain.

#### (کَلُئَ) Kala'a

Firman-Nya, مَنْ يَكُلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ 'Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah Yang Maha Pemurah?" (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 42)

#### Keterangan

Disebutkan di dalam Mu'jam, گَلاَدَ النَّذِينُ لَيْنُو كَالِيَّ (menangguhkan). كَانَ اللهُ عَلَى yakni ta-akhkhara (menangguhkan). وَقَالِ كَانَ فَلاَنَ وَكِلاَءَ وَكِلاَءَ وَكَانَةً وَكَالَةً وَكَالَةً وَكَالَةً وَكَالَةً وَكَالَةً وَكَالَةً وَكَالًا (memeliharanya). Dan dikatakan: گَلاَءَ فَلاَنَ الْقَوْمَ, yakni ra'aahum (رَعَامُمُمُ) memimpin mereka). 4

Sedang Yakla-ukum, menurut Ibnu Abbas adalah memelihara dan menjaga kalian. <sup>51</sup>

## (اَنْكَتُبُ) Al-Kalbu

Firman-Nya, كَمْثُلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ مَلْيُهِ يَلْهَتْ أَوْ نَتْرُكُهُ perumpamaannya seperti *anjin*g jika kamu menghalaunya diulurkan lidahnya dan jika kamu

1. Shafwootut-Tafaasiir, jilid 3 hfm. 620; lihat, Kamus Al-Munawwir, hfm. 1221.

membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). (Q.S. Al-A'raaf [7]: 176)

Keterangan

Maksudnya, anjing sebagai perlambang tentang hinanya seseorang karena sombong terhadap ayat-ayat Allah, dengan memperturutkan hawa nafsunya, yakni terlalu cintanya kepada dunia. Arti selengkapnya: Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat kami, tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjimg jika kamu menghalaunya diulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orangorang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu kepada mereka agar berfikir. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 176)

Anjing yang tertera di atas adalah ditujukan kepada mereka yang tidak pernah berterima kasih kepada Tuhannya. Di dalam sejarah anjing pernah menjadi saksi perjalanan para ashabul kahfi sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, وَكُنْهُمْ بَاسِطٌ فِرَاعَنِهِ بِالْوَصِيدِ. Dan anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 18) yakni, anjing yang menyertai ashabul kahfi.

Di dalam Al-Qur'an anjing dinyatakan sebagai hewan yang dapat diajari oleh tuannya, seperti dinyatakan, نبنَ الْجَوَانِ مُكْبُينَ Dari binatang buas yang telah kamu *ajar*. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 4) Yakni, anjing yang dipergunakan untuk berburu.

### (كَالْحُونَ) Kaalihuun

Firman-Nya, نَنْفَحُ وَجُومَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ . Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 104)

Keterangan

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Ahli lughah mengatakan bahwa الْكُنْيَرُ فِي عُبُسِ (menumpuknya cemberut). <sup>1]</sup> Sedangkan كايفُون, maksudnya ialah bermuka masam dan mencibir. <sup>2]</sup>

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 57.



<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm 264.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 27.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kaf hlm, 793.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 35.

<sup>1.</sup> Fathul Qadiir, jilid 3 hlm. 499.



#### (كُلُّفُ) Kallafa

Firman-Nya, الأنْكَلِفُ نَفْسًا إلا وَسُعَهَا Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. (Q.S. Al-An'am [6]: 152)

Keterangan

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa, الْتُعْنِفُ adalah diwajibkannya sesuatu kepada orang yang mampuuntuk melakukannya. ¹¹Yakni, perkara wajib itu tumbuh dari orang yang mempunyai taklif, yang tidak boleh tidak sebagai sesuatu kewajiban untuk dilakukannya. Selanjutnya, disebutkan: اَوْجَبُهُ عَلَيْهِ الْمُرَافِلَةِ الْمُوْمِةِ الْمُوْمِةِ الْمُوْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُوْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

Adapun al-mutakallafiin adalah orangorang yang mengaku mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. المنافية نوما أنا مِن Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-adakan. (Q.S. Shaad [38]: 86)

## (کُلُّ) Kallun

Firman-Nya, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَارَجُلَيْنِ أَحَدُمُنَا أَيْكُمُ لاَ يَقْدِرُ Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. (Q.S. An-Nahl [16]: 76)

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa alkallu artinya yang tebal dan berat, yang terambil dari perkataan: کُنْتِ البَنْكِيْن, berarti mata pisau tebal, sehingga tidak bisa memotong; sedang کُنْ عَنْ الْأَنْر, berarti perkara itu berat baginya, sehingga tidak dapat mengerjakannya. أ

1. Mu'iam Al-Wasuth, juz 2 bab kaf him. 795.

al-kallu dimaksudkan dengan orang yang mempunyai beban berat karena tidak ada yang mengurusi dirinya, dengan ketidakadaanya anak dan orangtua. Seperti yang dijelaskan di dalam Mu'jam bahwa al-kallu adalah orang yang tidak mempunyai anak dan orangtua. 11

Al-Kalaalah (الكلالة) ialah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak untuk mewarisharta peninggalannya, bahkan kerabatlah yang mewarisnya.21 Sebagaimana firman-Nya: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah (vaitu): iika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara lakilaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 175)

## (كَلُّمَ) Kallama

Firman-Nya, زَكُمُ اللَّهُ مُوسَى نَكْلِينا: Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (Q.S. An-Nisa' [4]: 163)

Keterangan

Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa a.s., merupakan keistimewaan Nabi Musa a.s., dan karena Nabi Musa disebut: "Kalimullah" sedang rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantaraan Jibril. Dalam pada itu Nabi Muhammad saw. pernah berbicara langsung dengan Allah pada malam hari di waktu mi'raj.<sup>3)</sup>

وَجَعَلَ كَلِيمَةُ الَّذِينَ كَفُرُوا السُّفَلَى ,Firman-Nya (Q.S. At-Taubah [9]: 40 Maka, وَكَلِيمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

<sup>2.</sup> Ibid, juz 2 bab kaf hlm. 795.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz hlm. 138.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 113.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kaf hlm. 796.

<sup>2.</sup> Ibid, juz 2 bab kof him. 796.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 381 him. 151.

Kalimatulladziina kafaruu maksudnya ialah kemusyrikan dan kekufuran. 11

Firman-Nya, وَكُلْنَهُ وَكُهُ: dan Tuhan telah berfirman (lansung) kepadanya. Yakni, salah satu keistimewaan Nabi Musa dapat berbicara dengan Allah secara langsung. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku nampakkanlah (diri Engkau) kepada agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap ditempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku...." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 142)

Kemudian, بكافئي: Berbicara langsung dengan-Ku, sebagaimana yang terdapat pada ayat selanjutnya, yang berbunyi: Allah berfirman: "Hai Musa sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yag lain (di masamu) untuk membawa risalahku dan berbicara langsung dengan-Ku...." (Q.S. Al-A'raaf [7]: 143)

Kalimatun (کینة): Suatu ketetapan. Seperti firman-Nya, نَوْلُونَا كَابُونَا وَأَجُلُّ مُسَمَّى Seandainya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti (azab) itu menimpa mereka. (Q.S. Thaha [20]: 129)

Dalam bahasa Arab al-kalimat (kata) terkadang yang dimaksud adalah al-jumlah dan sekelompok perkataan yang mempunyai satu tujuan. Jadi bila ada seseorang menulis atau berpidato mengenai suatu judul, maka dikatakan dia menulis atau berbicara satu kalimat. Demikian pula, mereka menyebut qasidah sebagai kalimat dan mereka katakan pula kalimat tauhid, yang dimaksud ialah Laa ilaaha ilallaah.<sup>2</sup> Dan kalimatun sabaqat maksudnya ialah kalimat yang telah diputuskan (keputusan) dengan menunggu mereka (memberi kesempatan) hingga hari Kiamat sesuai dengan hikmah yang mendorong ke arah itu.<sup>3</sup>

Sejumlah ayat yang memuatnya, sekaligus kata-kata yang berdampingan dengannya, antara lain:

- 1) Firman-Nya, وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ صِيدُهَا وَعَدُلاً لاَ مَبَيْل لِكُلِمَاتِهِ (Q.S. Al-An'aam [6]: 114) Maka, al-kalimaat yang dimaksud di sini ialah Al-Qur'an.
- قَانَ لَوْكَانَ الْيَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَهَدُ الْيَحُرُ . Firman-Nya, قَلْنَ لَوْطَانَ الْيَحُرُ . (Q.S. Al-Kahfi فَيْنَ أَنْ تَنْفُدُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدْدًا [18]: 109) Maka, Kalimaatu rabbi maksudnya ialah pengetahuanya yang tidak pernah habis. <sup>13</sup>
- 3) Firman-Nya, وَإِذِ ابْتَكِي إِبْرَامِيمَ رُبُهُ بِكِمَاتٍ فَأَنْمُئِنَ قَالَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 124) Maka, Al-kalimaat adalah kata bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah كُلِيْنَةُ (kalimah). Pengertiannya terkadang ditujukan kepada bentuk suatu kata, terkadang ditujukan pada bentuk kalimat (jumlah) yang bisa dipahami. Sedangkan makna yang dimaksud di sini adalah amr (perintah) dan nahiy (larangan).
- 4) Firman-Nya, وَلَقَدُ سَنِهَتُ كَلِمَتُنَا لِمِيَادِنَا الرَّسَلِينَ Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 171) Maka, كَلِمَتُنا ,maksudnya, "Janji Kami". المُ
- Firman-Nya, وَرَوْلا كَلِمَةُ الْفَصَالِ لَقَصْنِي نَبْتُهُمْ. Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 21)

lmam Al-Maraghi menjelasakan bahwa كُلِيَةُ الْفَصَلِ , adalah keputusan dan hukum yang telah ditetapkan terdahulu agar orang-orang kafir itu ditangguhkan azabnya sampai hari Kiamat.<sup>4</sup>J

6) Firman-Nya, الْمِنَةُ وَطَيْبَةً أَصَلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعْهَا Kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. (Q.S. Ibrahim [14]: 24)

Maka, "kalimat yang baik" ialah kalimat tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. Kalimat tauhid seperti kalimat "laa ilaaha illallaah".<sup>5)</sup>

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm 117.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 8.

<sup>3.</sup> Lihat, Tafsir Abu Su'ud, juz 3 hlm. 96.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jifid 6 juz 16 hlm 25

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 208.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 91.

<sup>4.</sup> Ibid, Jilid 9 juz 25 hlm. 33.

<sup>5.</sup> Depag, Af-Qur'on don Terjemohnya, catatan kaki no. 786 him. 383.

Adapun yang termasuk dalam "kalimat yang buruk", ialah kalimat kufur, syirik, segala perkataan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik. <sup>1</sup> Sebagaimana firman-Nya, وَمَثْنُ كَلِيتِهِ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَشَجْرَةٍ خَيِينَةٍ كَسُتَةٍ إِخْتُلْكَ مِنْ فَالْمَالِكُ وَلِينَا مِنْ عَلَيْكُ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُونِهِ الْكُونِ الْخُرْقِ الْخُرْقِ الْخُرِينَ عَلَيْكُ إِنْكُونَا الْكُونِي الْكُونِي الْكُونِي الْمُرْتِينَا لِينَا مِنْ إِلَيْكُونِهِ الْمُوْتِينَا لِمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- 7) Firman-Nya, كُلْنَةُ الْعَدَاب: Ketetapan azab. Yakni ketetapan yang berlaku bagi orang-orang kafir, sebagaimana firman-Nya: Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombongrombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintupintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu avat-avat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. (Q.S. Az-Zumar [39]: 71) Baca Kafir.
- 8) Firman-Nya, التنفري: Kalimat takwa ialah kalimat tauhid dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Sebuah kalimat yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana firman-Nya: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mu'min dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Fath [48]: 26) Baca Iman.
- 9) Firman-Nya, کلمة شواة Ketetapan yang tidak ada perselisihan. Yakni kalimat tauhid: Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa

tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 64) Baca Wahada, Ahad.

10) Firman-Nya, كَلِينَةُ الْكُفُر: Perkataan kekafiran. Yakni, perkataan yang diucapkan oleh orangorang munafiq: Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam, dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nva), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. (Q.S. At-Taubah [9]: 75) Baca Munafig.

Kalimatul-kufr dalam ayat tersebut berkaitan dengan orang-orang munafik. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kalimatulkufr<sup>1)</sup> ialah menyatakan kekufuran setelah beriman dan Islam, di antaranya: a) mencela saw. (sabbun-nabiy); 2) Qaululjallas (perkataan yang penuh dengan nada kebencian), misalnya perkataan, "andaikata Muhammad benar-benar seorang nabi pasti kita semuanya diperlakukan dan dipandang sebagai makhluk yang jahat seperti himar (keledai)"; dan 3) perkataan 'Abdullah bin 'Ubay, sebagaimana terekam di dalam firman-Nya: Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benarbenar orang yang kuat akan mengusir orang-

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Baghawi, juz 2 hlm. 263; Tafsir Al-Qurtubi, jilid 4 juz 8 hlm. 131.



<sup>1.</sup> Ibid, catatan kaki no. 787 hlm. 384.

<sup>2.</sup> Ibid, catatan kaki no. 1405 hlm. 842.



- orang yang lemah daripadanya". (Q.S. Al-Munafiguun [63]: 8)
- رِلْوَ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةِ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يُمَدُّهُ ، 11) Firman-Nya Q.S. Lugman) مِنْ يَعْدِهِ سَيْعَةُ أَيْخُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ [31]: 27) Maka Kalimat Allah maksudnya, "Ilmu-Nya dan hikmat-Nya", 1
- أَنَّ اللَّهُ يُنْشَرُكَ بِيَحْيَى مُصِيْدُقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ ، Firman-Nya, أَنَّ اللَّهَ يُنشَرُكَ بينحُني مُصِيْدُقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 39) Maka, bi-kalimatin minallaahi, adalah mushaddigan bi-kalimatin minallaah, yakni pembenaran terhadap 'Isa a.s. sebagai orang yang dipercaya mengemban amanat-Nya. Dan Isa a.s. dinamakan dengan kalimatullaah karena ia diciptakan dengan perkataan "kun fa-yakun" (jadilah, maka ia ada) tanpa perantara seorang bapak.23 Baca Shadaga.

Kalla (%) adalah kata yang menyatakan hardikan, kecaman. Misalnya: كلا ثَا يَقَض مَا أَمَرَةُ (Q.S. 'Abasa [80]: 23) Ibnu Al-Anbariy mengatakan berhenti kepada lafaz kalla berarti keburukan, dan berhenti di akhir kalimat berarti kebaikan (jayyid). Dan kalla terhadap ayat tersebut maknanya sebagai bentuk pembenaran (haggan). Dan maksudnya mencela orang-orang yang ingkar.31 Yakni, benar sekali bahwa manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

Kullu (35) lafaz yang berfaedah menghabiskan masing-masing satuan yang disandarkan kepadanya atau bagian-bagiannya. Dan kegunaan lafaz kullu, antara lain:

1) Diungkapkan lafaz kullu pada keadaan ini bentuk mufrad dan mudzakkar bergantung lafaznya, sedangkan maknanya sesuai dengan yang disandarkan kepadanya. Misalnya, يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلْتُ وَهُمْ لاَ (Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap: يَطْلُمُونَ diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan). (Q.S. An-Nahl [16]: 111); begitu pula misalnya, ثُكُنُ امْرِيَ بِمَا كُسبَ رِهِينٌ : Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang

dikerjakannya. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 21). Dan juga berfaedah sebagai penguat, misalnya: (Q.S. Al-Hijr [15]: 30) فَسَجَدَ الْلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

- 2) Digunakan lafaz kullu pada keterangan waktu (zharaf zaman) untuk menyatakan keumumannya apabila disertakan L. misalnya: setiap... : كُلُّهَا جَاءِكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهُوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكَيْرُتُمْ datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 87)
- 3) Dipergunakan lafaz kullu sebagai sifat yang menandakan kesempurnaan, misalnya: هُوَ ٱلْعَالِمُ dia adalah yang berilmu yang melebihi) كُلُ الْعَالِم tiap-tiap yang berilmu); dan juga berfaedah sebagai penguat (taukiid), misalnya: هُنيَجِنَة [1] Q.S. Al-Hijr [15]: 30) الْلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

#### (کَمَل) Kamala

... : حوَلَيْن كَامِلُون لَنْ أَرَادَ أَنْ بُتُمَ الرَّضَاعَة ، Firman-Nya dua tahun penuh, bagi yang menyempurnakan penyusuan.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 233)

Keterangan

Di dalam Mu'jam disebutkan, كَمَلُ الشَّيْ . Yakni - كُمُولاً sempurna) نَمُتُ أَجْزَاؤُهُ أَوْ صِفَاتُهُ bagian-bagiannya atau sifat-sifatnya). sempurna) ثَمُ مَوْرُهُ yakni کَمَانِ الشَّهَرِ (sempurna كنان ، Dan كامن perputarannya). dan isim fa'ilnya yakni sifat-sifat sempurna tetap melekat, كنالأ pada-Nya. Dan dikatakan: أَكْمَانُ الشَّيْنُ, yakni انْتُمَةُ (menyempurnakannya).23

## (لَكُنُودٌ) La-Kanuudun (كُنُدُ)

Firman-Nya, إِنْ الْإِنْسَانِ لِرَبِّهِ لْكُنُودٌ: Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterimah kasih kepada tuhannya. (Q.S. Al-'Aadiyat [100]: 6)

Keterangan

Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa alkanuud menurut lisan penduduk Kandah adalah al-'aashiy (membangkang). Sedang menurut (isan Bani Malik adalah al-bakhiil (pelit).3]

لَكُنُودٌ Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa adalah "banyak ingkar serta kufur". Dikatakan,

<sup>1</sup> Depag. Al-Qur'on don Terjemohnya, catatan kaki, no. 1184 hlm.

<sup>2</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 199

Fathul-Qodiir, jilid S hlm. 384.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kaf hlm 796.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kof hlm. 798.

Al-Kasysvaof, juz 4 hlm. 278.

## +6

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



كَنْدَ الْبَعْمَة, artinya ia mengingkari nikmat dan tidak menyukurinya. Para penyair juga mengatakan:

كَنُوْدٌ لَنُعْمَاءُ الْرَجُلُ وَمَنْ يَكُنْ

كَنُوْداْ لَنُغْمَاءُ الْرِجَالُ يُبَعَٰد

"Mereka selalu mengingkari kenikmatankenikmatan (pertolongan) orang lain, barangsiapa yang mengingkari kenikmatan yang diberikan orang lain, maka ia akan terpencil"."

#### (کَنْزَ) Kanaza

Firman-Nya, النَّمْتِ وَالْمُصَّةُ وَلا Dan orang-والَّذِينَ يَكْنُرُونَ النَّمْتِ وَالْمُصَّةُ وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيْشَرُهُمْ بِعِدَابٍ أَلِيم Dan orangyang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (Q.S. At-Taubah [9]: 34)

Keterangan

Al-Kanzu ialah usaha menyimpan dinar dan dirham di peti-peti; atau memendamnya di dalam tanah tanpa menafkahkannya di jalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah.<sup>2</sup>]

Ibnu 'Umar r.a. berkata: Setiap yang dikeluarkan zakatnya, maka bukanlah ia dinamakan kanzun meski ia sebagai harta terpendam. Sedangkan yang disebut kanzun adalah setiap harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya. <sup>3</sup>

Al-Kanzu ialah harta yang terpendam dalam perut bumi. Maksudnya ialah harta simpanan. أو مَا تَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورَ dan Kami anegerahkan kepadanya perbendaharaan harta. (Q.S. Al-Qashash [28]: 76)

## (الْكُنُس) Al-Kunnas

Firman-Ńya, الْجَوَارِ الْكُنُّسِ: Yang beredar dan terbenam. (Q.S. At-Takwiir [81]: 16)

Keterangan

أَنْكُنُس ialah kata dalam bentuk jamak, dan bentuk ialah kata dalam bentuk jamak, dan bentuk mufradnya adalah كنِّن atau كَنْيُسةُ. Diambil dari perkataan orang Arab كَنْسَ الْصَابِيّ itu memasuki sarangnya yang terbuat dari kayu. أ Yang dimaksud dengan kalimat al-khunnasil-jawaril-kunnaas adalah semua bintang. Khunusuha artinya lenyapnya bintang-bintang dari pandangan mata pada siang hari. Dan jika dikatakan kunuusuhaa artinya bintang-bintang tersebut tampak kembali pada saat malam tiba. Bintang-bintang tersebut muncul pada garis edarnya masing-masing sebagaimana muncul dari sarangnya. 11

### (اَلْكَهُفِ) Al-Kahfi

Pada zaman dahulu kala ada tujuh orang pemuda yang beriman teguh kepada Allah raja dalam negerinya bernama Daqyanus yang memaksa rakyatnya supaya menyembah berhala. Tetapi para pemuda tersebut tidak mau mengikuti perintahnya. Lalu raja itu mengancam mereka bila tidak mau menyembah berhala pasti mereka akan dihukum bunuh. Mereka tetap berpegang teguh pada agama dan tidak mau menyembah berhala, meski akan dihukum bunuh. Kemudian, mereka bermusyawarah hendak mengungsi dari negerinya dan pergi melarikan diri ke dalam suatu gua yang yang agak jauh letaknya. Di tengah perjalanan, mereka diikuti seekor anjing, lalu mereka mengusirnya namun anjing tersebut tetap mengikutinya. Setelah mereka sampai ke gua, mereka masuk ke dalamnya sedang anjing mereka menjaga di muka gua. Di sana mereka mengabdi kepada Allah, akhirnya mereka ditidurkan dengan nyenyak oleh Allah, sehingga tidak dapat mendengar apa-apa, mereka tinggal di dalam gua bertahun-tahun lamanya sehingga mencapai 309 tahun. Raja Dagyanus dahulu

I. Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 222.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 106.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Bagawı, juz 2 him. 243

<sup>4</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 91-92.

<sup>5.</sup>  $\mathit{tbid}$ , pild 10 juz 30 hkm. 57; lihat,  $\mathit{Lisoanul}$  'Arab, pild 6 hkm. 198 maddah فري

<sup>1.</sup> Ibid. jilid 10 juz 30 hlm. 58; Al-Kunnos adalah tokhnisu fii majrosha (kembali pada tempat peredarannya). Lihat, Shohih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 223; Al-Kosysyoof, juz 4 hlm. 223.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'on, hlm. 460.

ك د ف. Bhnu Manzhur, Op. Cif., jilid 9 hlm. 310 maddah ك د ف

## --

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

yang pernah memaksa menyembah berhala telah wafat dan diberganti dengan raja yang baru. Kemudian, negeri tersebut diperintah oleh seorang raja yang beriman dan berlaku adii terhadap rakyatnya. Pada masa itu terjadi suatu perselisihan mengenai kebangkitan (hidup kembali sesudah mati untuk menerima balasan yang Mahaadil dari Allah), Di antara mereka ada yang beriman dan percaya, dan setengah mereka mengingkarinya. Lalu raja itu meminta kepada Allah Swt. supaya menerangkan jalan kebenaran bagi rakyatnya. Tak lama kemudian, seorang pengembala kambing raja (milik raja) merobohkan tutupan lubang gua tepat para pemuda yang sedang tidur nyenyak untuk tempat kandang kambingnya hingga mereka semua terbangun. Kata setengah mereka: "Berapa lama tidur di sini?" sahut seorang: "Sehari atau setengah hari". Kata yang lain: "Allah lebih mengetahui berapa lama kita tidur di sini". Kemudian mereka mengutus salah seorang temannya pergi ke dalam kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang di bawahnya. Dahulu ke dalam gua itu, seraya berkata: "Pergilah dengan membawa makanan yang enak, dan bawalah kemari serta hendaklah berlaku lemah lembutlah supaya jangan ada yang tahu keadaan kita di sini!". Jika mereka mengenal kita, tentu mereka merejam kita dan memaksa kita supaya kembali memeluk agama mereka (menyembah berhala). Setelah pesuruh itu masuk ke dalam kota, lalu dibelinya makanan untuk dibawanya dan dibayarnya dengan uang perak keluaran Raja Dagyanus saat itu. Tatkala penjual makan melihat uang itu, lalu dituduhnya pesuruh itu mendapat uang simpanan raja dahulu kala, maka pesuruh tersebut dibawanya pergi menghadap raja. Setelah itu raja melihat uang lama tersebut, maka ditanyakannya, "Dari mana engkau mendapatkan uang itu?" Sahut pesuruh: "Uang ini kami bawa dari kota ini untuk kami melarikan diri masuk ke dalam gua, lantaran kami akan dibawa oleh Raja Daqyanius, karena kami tak mau menyembah berhala. "Di manakah gua kamu?" Tanya Raja. "Tempatnya sebelah sana". Jawab pesuruh tersebut. Maka

pergilah raja beserta para pembesarnya dengan ditemani pesuruh itu tatkala melihat raja dan para pembesarnya hal ihwal tujuh orang pemuda itu dan seekor anjingnya. Lalu mereka tak heran, karena raja Daqyanus itu sebenarnya telah lebih dari tiga ratus tahun lamanya meninggal dunia. Jadi, mereka telah lebih dari tiga ratus tahun lamanya tidur di dalam gua itu. Dari sini mereka (raja bersama pembesarnya) mendapatkan dalil dan keterangan, Allah berkuasa menghidupkan orang mati untuk dibalas dan diadili segala perbuatannya di dunia ini. Karena bila Allah berkuasa menidurkan pemuda itu lebih dari tiga ratus tahun lamanya, kemudian dibangunkannya kembali, tentu Allah berkuasa menghidupkan orang mati pada hari kiamat. Kemudian pemuda itu mengucapkan selamat tinggal kepada raja, lalu mereka kembali ke tempat tidurnya masing-masing, ketika itu Allah mewafatkan mereka semua. Maka dengan hati yang sangat terharu, raja dan para pembesarnya mengafaninya dengan kainnya. sendiri dan dimasukkan ke dalam peti (tabut) lalu menguburnya. Dan dibuatkan masjid di pintu gua itu sebagai peringatan bagi para pemuda itu.").

## (کَہُلاً) Kahlan

Firman-Nya, نَكُبُمُ النَّاسَ فِي الْمَبِدِ وَكُبِلاً. Dia ('Isa) berbicara dalam buaian dan ketika sesudah dewasa. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 110) (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 46)

Keterangan

Al-Kahlu adalah orang yang umumya telah melewati tiga puluh sampai empat puluh tahun.<sup>21</sup>

## (کَامِنٌ) Kaahinun

Firman-Nya, فَمَا أَنْتَ بِيَعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِن Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 29) (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 42)

Keterangan

adalah orang yang memberitahukan berita-berita tersembunyi di masa lampau dengan dasar persangkaan. Sedang بُلْعَرَافُ , ialah

Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 153.



<sup>1.</sup> Prof. DR. M. Yunus, Terjemah Al-Qur'anul-Karim, hlm. 419-420.





orang yang memberitahukan tentang beritaberita seperti itu di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

#### (کہیعص) Ka-Ha-Ya-'Ain-Shad

Ka-ha-ya-'ain-shad: Huruf-huruf yang terpotong-potong (akhraaful-Muqath-tha'ah). (Q.S. Maryam [19]: 1)

## (ٱلْكُوْثُرُ) Al-Kawtsar

Al-Kawtsar adalah wazan فؤغن dari أنكرة dari أبالكرة yakni banyak yang terbilang (al-mufrithl-katsiir). Orang-orang berkata kepada anaknya ketika kembali dari bepergian dengan mengatakan; apa yang kamu bawa? "Saya memperbanyak sesuatu yang berlimpah". Dan ada juga yang mengatakan bahwa al-kawtsar adalah sungai yang ada di surga. <sup>21</sup> Dan begitulah orang Arab menamakan segala sesuatu yang banyak hitungan jumlahnya dan ukurannya dengan kawtsar. <sup>31</sup>

#### (کَادَ) Kaada

Firman-Nya, يَكَادُ الْبُرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 20)

Keterangan

Kaada maknanya mendekati, hampirhampir (يَقَارِبُ), dan dikatakan: المُقَارِبُ , apabila mendekati dan belum berbuat (idzaa qaruba wa lam yuf'al). Dan keberadaan orang-orang di neraka yang meminum air nanah yang hampir tidak dapat menelannya dinyatakan dengan firman-Nya: يَتَجَرَعُهُ وَلاَ يَكَادُ يَسِيفُهُ (Q.S. Ibrahim [14]: 17)

## (اَلتَّكُونُرُ) - At-Takwiir (كُوَّرُ)

Firman-Nya, بِذِا الشَّمَسَ كُوَرَتُ Apabila mataharī digulung, (Q.S. At-Takwiir [81]: 1)

Keterangan

(mam Al-Maraghi menjelaskan bahwa التكُويَر pada asalnya berarti "melipat dan memintal".

 Mu'jam Mufradet Alfaozhil Qur'an, him. 460, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10 juz 29 hlm. 156. Yaitu, berasal dari kata كَارَالْطِهَامَةُ عَلَى رَئُسِهُ وَكَوْرَهَا Sia melipat sorban di atas kepalanya. Sedang yang dimaksud disini ialah, bahwa Allah menghilangkan malam lalu menutupkan siangnya di tempat terjadinya, dan sebaliknya. 11

Yang dimaksud at-takawwur adalah mengembalikan sebagian untuk disatukan dengan bagian lainnya. Dari sini lahirlah ungkapan takwiirul-amaanah 'menggulung sorban' dan jam'us-Tsiyaab 'memadukan baju'. Sedangkan makna kuwwirat ialah sebagian disatukan dengan bagiannya yang lain, kemudian dihimpun, lalu dilemparkan. Bila hal ini dilakukan maka akan sirnahlah cahaya matahari.<sup>71</sup>

## (کُوْکُبٌ) Kawkabun

Firman-Nya, بِنَا رَبِنَا الشَّمَاءِ النَّلَيْنَا بَرِينَةِ الْكُوَاكِبِ . Sesungguhnya Kami hiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 6)

Keterangan

Al-Kawkibu dan al-kawkabah adalah bentuk tunggal (mufrad) dari al-kawaakib, yakni bintang. <sup>31</sup> Dan bintang-bintang dalam ayat di atas berfungsi sebagai hiasan langit. Al-Kaukib di dalam ilmu falak adalah benda angkasa yang berputar mengelilingi matahari dan memancarkan sinarnya sedang bintang yang dikenal tingkatannya sesuai dengan kedekatannya dari matahari, antara lain:

[1] (عَمَالُودَ الرَّمُونَ الأَرْضَ المُرْضَ المُشَتَرَى رَحِنَ يَوْرَانَسِ بَيْتَوْنَ الْوَقْنِ الْمُونَةِ المُشْتَرَى رَحِنَ يَوْرَانَسِ بَيْتَوْنَ الْمُونَ الْمُونَ المُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ ا

#### (کَانَ) Kaana

Firman-Nya, وَقَائُوهُمْ حَيُّ لاَنْكُونَ فِلْنَهُ وَحَكُونَ النَّبِنُ لِللهُ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 193) Maka, Wa yakuunu diinu lillaah maksudnya ialah hendaknya seseorang memeluk agama dengan penuh keikhlasan karena Allah tanpa ada pengaruh rasa takut kepada selain-Nya, sehingga tidak ada lagi fitnah dan tidak ada yang menyakiti, dan tidak pula membutuhkan basabasi, sembunyi-sembunyi dan berbelit-belit. 51

<sup>4</sup> Mu'jam Al wasiith, juz 2 bab kaf film 793. 5. Tafsir Al-Maraghi, jidd 1 juz 2 film. 91.



<sup>2.</sup> Al-Kasysya , juz 4 hlm. 290.

<sup>3</sup> Lihat, Fothul Qadiir, Cet. Ke-3 Daar Al Fikr (1973M/1393H), alid 5 hlm. 506; penafsiran kata ini kautsor sangat beragam sekali, di antaranya disebutkan juga di dalam Mu'jam bahwa kautsor, dengan dishakkan lalu disukun adalah minumani yang menyegarkan (osy-soyaraabul-'adrbi). Mu'jam Lughatul Fuqahaa', hlm 354.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, yilid 1 juz 1 hlm 154.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 52

<sup>2</sup> Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, plid 4 hlm 919

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 3 juz 7 hlm 168.

# **→**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (کَیْدٌ) Kaydun

Firman-Nya, فَإِنْ كَانِ لَكُمْ كَيْثُ فَكِيدُونِ Jika kamu mempunyai *tipu daya*, maka lakukan *tipu daya* itu terhadap-Ku. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 39)

Keterangan

Al-Kaidu ialah tipu daya dalam mengadakan kemudharatan dengan memperlihatkan hal sebaliknya. Sedang firman-Nya, وَثَالَهُ لِاكْتِينَ أَصْنَامُكُمْ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 57) Maka, al-kaidu maksudnya ialah, Ibrahim benar-benar akan merusak berhala-berhala itu.<sup>1)</sup>

Firman-Nya, فَنُونَى فَرُعُونَ فَجَمْعٍ كَيْمَا ثَمَ اتَى (Q.S. Thaaha [20]: 60) Maka, Kaida-hu pada ayat tersebut maksudnya ialah para tukang sihir dengan segala perlengkapannya yang dipergunakan oleh Fir'aun untuk memperdaya. <sup>21</sup>

Kaidu saahir adalah tipu daya yang bersifat sihir, tidak mempunyai hakekat dan ketetapan. المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الم

Yakni, Allah menamakan pembalasan-Nya sebagai tipu daya, sesuai dengan tipu daya yang mereka lakukan, sebagaimana diungkapkan pada ayat lain: (dan janganlah kamu seperti orang-orang) yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri...." (Q.S. Al-Hasyr [59]: 19) Seorang penyair bernama 'Amr Ibnu Kulsum berkata:

ألألأ يَجَهْلُنَّ أَحَدٌّ عَلَيْنَا

فَنَجُهُلَ فُوقَ جَهُلِ أَلْجِاهِلِيْنَا

"Ingatlah! Tidak ada seorang pun yang tidak mengenal kita. (Jika ada) maka kita pun akan lebih tidak dikenal (dibanding) orang-orang yang jahil". <sup>1</sup>

Dari ayat-ayat tersebut bahwa kaidun dari manusia tidak akan pernah mampu melawan kaidun dari Allah, seperti yang banyak tersebut di ayat-ayat-Nya: a) tipu daya orang-orang kafir. Dan tipu daya orang-orang ؛ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاَ فِي ضَلاَل kafir itu tidak lain hanyalah sia-sia (belaka). (Q.S. Al-Mu'min [40]: 25); b) tipu daya kepada mereka yang sabar dan tawakkal tidak akan ثَوَانَ تَصَيْرُوا وَتَتَقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا ,dapat ditembus Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 120); dan c) هُفَاتِلُوا أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ,kalahnya típu daya setan الشَّيُطَان كَانَ صَعِيفًا: Perangilah kawan-kawan setan, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. (Q.S. An-Nisa' [4]: 76)

Dan yang terkena tipu daya disebut Al-Makiiduuna (الْكَجِنُونَ): Orang-orang yang kena tipu daya, أَمْ يُرِسُونَ كَلِيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْكِجِنُونَ Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itulah yang kena tipu daya. (Q.S. Ath-Thuuur [52]: 42)

## (اَلْكَيْنَ) Al-Kaylu

Firman-Nya, وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْنَمْ Dan sempurnakanlah sukatan, apabila kamu *menakar*. (Q.S. Al-Isra' [17]: 35)

Keterangan

Naktal, orang Arab berkata, بَكِنْ تَهُ طَنَمَا , berarti kamu memberinya makanan; dan نَعْلَيْهُ, berarti kamu mengambil sukatan dari padanya, atau kamu mengurus sukatan dengan dirimu sendiri. Dan, كَيْن بْعِيرِ ; beban seekor unta, kail sendiri berarti sukatan. كَانَ بْعِيرُ \$\$ bebagaimana firman-Nya مُنْدِهِ بِصَاعَتُنَا رَدْتُ إِلَيْنَا وَنَعِيرُ \$\$ ini barang-barang kita,

<sup>1.</sup> *ibid*, jilid 10 juz 30 hlm 118. 2. *ibid*, jilid 5 juz 13 hlm 13. 3. *ibid*, jilid 5 juz 13 hlm, 14.



<sup>1.</sup> *(bid*, jilid 6 juz 17 hlm. 43.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 6 juz 16 hlm. 123.

<sup>3</sup> *lbid*, jilid 6 juz 16 hlm. 126. 4. *lbid*, plid 10 juz 30 hlm. 116.

Sedang, kaaluuhum berarti menimbang untuk orang lain. 1) Sebagaimana firman-Nya, 1333 dan apabila mereka menakar :كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 3)

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، Firman-Nya (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 2) Maka, Iktooluu 'alan-naas dalam ayat tersebut maksudnya ialah menerima takaran dari orang lain.1]

memberi makan keluarga kami, dan kami akan

dapat memelihara saudara kami, dan kami akan

mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat

beban seekor unta. (Q.S. Yusuf [12]: 65)

Al-Mikyaalu (ٱلْكِغَيَالُ berarti takaran. Sebagaimana firman-Nya, وَلاَ تَنْقُصُوا الْكِكْبَالُ Janganlah kamu kurangi takaran. (Q.S. Huud [11]: 84) Kisah kaum Nabi Syu'aib a.s. yang gemar mengurangi sukatan.

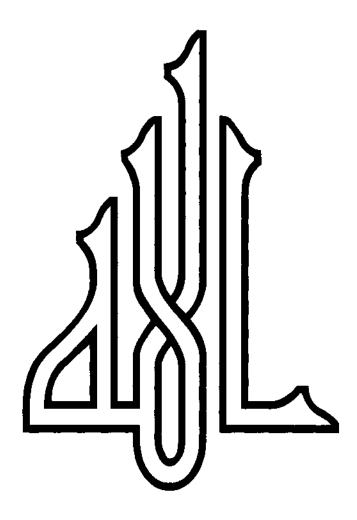



(لُوْءِلُوْءٌ) 'Lu'luu

Lu'luu': Mutiara. Dengan didhammahkan yakn permata itu sendiri yang di dapat di dalam laut. <sup>1)</sup> Baca Marjaan.

#### (لَبثُ) Labitsa

Firman-Nya, قَالَ كُمْ لَبِئْتُ قَالَ لَبِنْتُ يُومًا أُوْ بَعْضَ بَوْمٍ Allah bertanya: "Berapa lama kamu tinggal di sini?" la menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya...." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 259)

#### Keterangan

الله Manzhur menjelaskan, Ibnu Saidah berkata: رَبِّتُ بِالْكَانِ يَلْبَكُ لِبَنَّا وَلَيْكَ وَيَبِائِكُ وَلَبِيْنَةٌ وَ ٱلْبِثَتُهُ الله وَلَيْكَ وَيَبِائِكُ وَلَبِيْنَةٌ وَ ٱلْبِثَتُهُ الْفَاقِ yakni أَقَامَ (tinggal, menetap). <sup>3</sup> Dan isim fa'ilnya يَلْبِثُ وَلَبِثُ dan juga berarti lambat, menangguhkan. Seperti dikatakan: مَا أَبِطُنُ أَنْ تَفْعِلُ كُذَا (aku tidak menangguhkan atapun mengundur-undur pelaksanaannya). <sup>3</sup>

## لِبُدًا) Libadan (لِبُدًا)

Firman-Nya, اكَانُوا يَكُولُونَ عَلَيْهِ لِبِنَا: Hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembahnya, hampir saja jin-jin itu berdesak mengerumuninya. (Q.S. Al-Jin [72]: 19)

#### Keterangan

البنة adalah kata yang berbentuk jamak, dan bentuk mufradnya ialah لننة artinya "berkelompok kelompok". <sup>4</sup> Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa النبة jamak dari بننة, yakni tambalan yang melekat antara satu bagian dengan bagian lain dan di antaranya adalah singa (karena padat dagingnya). <sup>5</sup> Yang berarti "banyak sekali". Sedang firman-Nya, يَقُولُ اَمْلَكُتْ عَالاً لَبَدَا: Dia mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak". (Q.S. Al-Balad [90]: 6)

Kata tersebut diturunkan berkenaan dengan Abul-Asyad-nama aslinya adalah Usaid ibnu Kaldah Al-Juhmi, seorang yang membanggakan keperkasaan jasmaninya.<sup>11</sup>

## (لَئِسٌ) Labsun

Firman-Nya, تَنْ هُمْرِيْ نَبْسِ مِنْ خَلْقِ جِيبِي: Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. (Q.S. Qaaf [50]: 15)

#### Keterangan

Fi labsin, "dalam keadaan ragu-ragu". Al-Lubsu artinya "menutupi". Dikatakan: نَبِسَ النَّوْبُ النَّبَاطِلِ يَلِسُهُ وَ لَيُسَ الْخَقُ بِالنَّبَاطِلِ يَلِسُهُ berarti menutupi yang haq dengan yang batil. Maksudnya menempatkan yang batil pada tempat yang haq agar dikira bahwa ia itu haq. Dan, لَيْسَنْتُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ, berarti 'saya mengaburkan perkaranya, sehingga dia tidak lagi mengetahui.<sup>21</sup>

Berikut makna labisa dan yalbisu di beberapa ayat:

قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبِعْثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ,Firman-Nya فَوَقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسَكُمْ شَيْعًا وَنَدْيِقَ يَعْضِكُمْ بَأْسَ :Katakanlah ؛ بَعْضِ انْطُرْكَيْفَ نُصِرَفُ الْايَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفَقَهُونَ "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamudalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami (nya). (Q.S. Al-An'aam [6]: 65) Yakni Labisa yalbisukum berarti membaurkan urusan kalian dengan pembauran yang goyah, bukan pembauran yang terpadu, sehingga membuat kalian

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 77-78.



<sup>1.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqaha', hlm. 356.

ق ب ن 2. Lisaanul 'Aroab, plid 2 hlm. 182 məddəh ع ب ن

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab lam hlm. 812.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 102.

<sup>5.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 170-171.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghr, jilid 10 juz 30 hlm. 158.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



menjadi golongan yang berbeda-beda, bukan satu golongan yang terpadu. 17

Adapun iltibas adalah "mencampur aduk", yakni membuat tidak jelas antara yang haq dan yang batil; diantaranya" a) pengkaburan yang dilakukan ahli kitab, ياآهَل الكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَ بالْيَاطِل: Wahai Ahli kitab, mengapa kamu mencampur-adukkan yang hag dengan yang batil.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 71); b) pengaburan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik: 🔐 لكُثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتُلَ أَوْلاَدِمِمْ شُرْكَاؤُمُمْ لِيُرْدُومُمْ وَلَيْلُسُوا عَلَيْمُ Q.S. Al-An'aam [6]: 137) Maka, Yurduuna maksudnya falah menghancurkan mereka dengan cara menyesatkan.21 Arti selengkapnya: ... pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak untuk mengaburkan agamanya; dan kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka kerjakan. (al-ayah)

Depag di dalam tafsirnya menjelaskan: "Sebagian orang-orang Arab itu adalah penganut Ibrahim. Ibrahim as pernah diperintah Allah mengorbankan anaknya, Ismail. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu sehingga mereka dapat menanamkan para pengikutnya rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Alah, padahal alasan sesungguhnya adalah takut miskin".<sup>3</sup>

#### (لباس) Libasun

Firman-Nya, فَأَذُونُ بِمَا كَانُوا Karena itu Allah merasakan kepada ... يَضِنَغُونُ الله Marena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (Q.S. An-Nahl [16]: 112)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib bahwa al-libaas, al-labsu dan al-lubuus (النباس واللبنين واللبنون) adalah sesuatu yang dipakai untuk berpakaian. Dan, Al-libaas adalah pakaian untuk menutupi aurat pada tubuh. Dan terkadang, sebagaimana di tempat yang lain, kata libaas digunakan untuk arti istirahat. Di mana kata libaas ditujukan pada keterangan waktu, misalnya bunyi ayat: وَجَعَلْنَا اللّٰهِ لَا لَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

Begitu juga untuk kata istri juga disebut libas, seperti dinyatakan, غَنْ لِيَاسُ لُكُمُ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ Mereka itu adalah pakaian kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187) kata (الباسُ) dalam ayat tersebut merupakan perumpamaan yang dipergunakan antara suami istri yang saling menutupi dan melindungi.

Secara umum kata libqas menurut kegunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama, menuutup aurat; kedua, pakaian sebagai perhiasan; dan ketiga, pakaian takwa. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat-Nya, يَانِي عَلَيْكُمْ أَبْلَاسًا لِمُوارِي سُوْاَبُكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسً النَّقْوَى ذَلِكَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 26) Maka, Libaasut-taqwa: baju-baju besi, rompi-rompi besi, topi baja dan lainnya, yang dipakai untuk melindungi diri dalam perang.<sup>2</sup>]

Sedang نَبُوْسُ Pakaian besi. Seperti firman-Nya, نَعْلُمُنَاهُ صِنْعَةُ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْصِنْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu.... (Q.5. Al-Anbiyaa' [21]: 80)

## (ئَيَنَّ) Labanun

Al-laban adalah bentuk mufrad, dan bentuk jamaknya أَلْيَانُ, artinya susu. المُعَالِينَ Labanan khaalishan (البُنَا خَالِما), "susu yang bersih" adalah suatu keajaiban Allah Swt. dalam ciptaan-Nya, yang dalam proses pembuatannya keluar dari antara tahi dan darah (dua jenis yang kotor): Sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu, Kami memberimu

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 467.



a. tbid, jilid 3 juz 7 hlm. 153; ibnu Manzhur menyelaskan bahwa al-hibos adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi (pakatan). Dan begitu juga al-milbos dan al-hibos, dengan dikasrahkan. Ibnu Sayyidah berkata: الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 42.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Mubiin (Al-Qur'an dan terjemahnya), catatan kaki no. 509 hlm. 211.

<sup>1.</sup> Mu'yam Mufradat Alfoozhil Qur'on, hlm. 467.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Jilid 3 juz 8 hlm. 124.



minum dari pada apa yang berada dalam perutnya susu yang bersih antara tahi dan darah, yang muda ditelan bagi orang yang meminumnya. (Q.S. An-Nahl [16]: 66)

## (لُجَيِّ) Lujjiyyun

Firman-Nya, اَوْكَطَالَمَاتِ فِي بَعْرِلُعَيْ بِفَشَاهُ مَوْعٌ بِنَ فَوْقِهِ. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), yang di atasnya lagi awan. (Q.S. An-Nuur [24]: 40)

#### Keterangan

Lujjiy: yang mempunyai banyak air. Maksudnya ialah laut yang dalam dan banyak airnya. <sup>1</sup>J

Adapun makna lain dari kata lujjy adalah gambaran orang bersikukuh dalam kesesatan. Seperti dinyatakan: وَلُوْرَجِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا يَهُمْ مِنْ صَرِّلَاجُوا. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 75) Imam Al-Maraghi menjelaskan, seperti dikatakan: لغَى فِي الْفُرْرِ berarti "tenggelam dalam perkara لغَى فِي الْفُرْرِ berarti "tenggelam dalam perkara لغَى فِي الْفُرْرِ ... Sedang ungkapan ayat لغَمْنَاتِهُمْ يَعْمَنُونَ Maksudnya mereka terus-menerus dan larut dalam kesesatan. Oleh karena itu mereka tidak perlu dikasihani. Baca Naakibuun.

## (لُحقَ) Laḫiqa

Firman-Nya, نوستنبشرون بالذين لمَ يتُحقوا بِهِمَ مِنْ حَلَقِهِمْ ...dan mereka bergirang hati terhadap orangorang yang masih tertinggal di belakang yang belum menyusul mereka.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 170)

#### Keterangan

Alladziina lam yalhaquu bihim maksudnya ialah mereka adalah orang-orang yang pernah hidup di dunia. Disebutkan di dalam Kamus: المَعَنَّ لَعَقَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعَلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعَلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَّا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعْلَا وَلَعِلَا وَلَعِلَا وَلَعِلْهُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعْلَى وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلِمُ وَلَعِلْمُ وَلِمُ وَلِمِلْهُ وَلِمُ وَلَعِلْمُ وَلِمُ وَلَعِلْمُ وَلِمِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَعِلْمُ وَلِمُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلَعِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلَعِلْمُ وَلِمِلْهُ وَلَعِلْمُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمِلْهُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمِلْهُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُولِهُ وَلِمُلْمِلًا مِلْمُ وَلِمُلْمِلًا وَلِمِلْمُ وَلِمُلْمُ ولِمُلِمُ وَلِمُلْمِلًا مِلْمُ وَلِمُلْمِلًا وَلِمُلْمِلًا وَلِمُولِهُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمِلًا وَلِمُ وَلِمُلْمِلًا وَلِمُلْمِلًا

رَبُ مِن لِي خُكُمُا وَأَلْحِقْبِي بِالصَّالِحِينَ , Firman-Nya, رَبُ مِن لِي خُكُمًا وَأَلْحِقْبِي بِالصَّالِحِينَ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 83) Maka, al-luhuuqu bish-shaalihiin (mempertemukan dengan orang-orang yang saleh), maksudnya mendapat taufik

untuk mengerjakan amal-amal yang memasukkan ke dalam golongan orang-orang sempurna yang disucikan dari segala dosa besar maupun kecil.<sup>1)</sup>

## (لَحُمُّ) Lahmun

Firman-Nya, وَمُوْ النَّذِي سَغُرَ الْبَعْزِ التَّاكُوا مِنْهُ لَخَمًا Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), (Q.S. An-Nahl [16]: 14)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa اَللَّهُمْ مِنْ adalah bagian otot yang lembek yang terdapat di antara kulit dan tulang.<sup>2)</sup>

Sedangkan kata *lahmu* dipergunakan sebagai bentuk majaz, dikatakan: رَكَنَ نَعْمَ فَلَانِ (menggunjingnya). Inilah yang melatarbelakangi timbulnya ayat sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah *Ta'ala'i*: أَنْهِنَا فَكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَعْمَ أَخِيهِ مَنِنًا فَكُوْمُنْمُوهُ (Q.S. Al-<u>H</u>ujuraat [49]: 12) Baca Akala; Mayyitan.

## (لَحْنٌ) La<u>h</u>nun

Firman-Nya, وَلَتَعْرِفَتُهُمْ فِي نَحْنِ الْفَوْلِ وَاللَّهُ بِعَلْمُ أَعْمَالُكُمْ . Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. (Q.S. Muhammad [47]: 30)

#### Keterangan

Bunyi ayat لَحَنَ الْقَوْلِ adalah susunan perkataan yang disimpangkan dari maksud sebenarnya. Yakni terang-terangan kepada sindirian. <sup>4]</sup> Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa al-lahnu adalah al-lughah (bahasa, ungkapan). Dan dikatakan: هَذَا هَذَا (ini adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan ungkapanku dan tidak juga berlaku dipakai kaumku). <sup>5]</sup>

## (لِحْيَتٌ) Lihyatun

Lihyatun: Janggut. Firman-Nya, هَالَ يَالِينَ أُمُ لا Lihyatun: Janggut. Firman-Nya, الْأَخْذُ بِلِعَنِيْيَ وَلا Harun menjawab: "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku..." (Q.S. Thaaha [20]: 94).

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 6 juz 18 hlm. 112.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 36.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 131.

<sup>4.</sup> Kamus Al-Munowwir, hlm. 1259, Mu'jam Mufrodot Alfaazhul Qu'an hlm. 468.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi. Op. Cit., jilid 7 juz 19 hlm. 73.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasuth, juz 2 bab lam him. 819.

<sup>3.</sup> Ibid, juz 2 bab lom hlm. 819.

<sup>4</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 68.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab lam hlm. 819.

## (لُدُّا) Luddan

Al-Luddu adalah kata jamak dari اللهُ, berarti sangat memusuhi (asy-syadiidul-khushuu-mah).11 Dikatakan: لَدَفُلانُ لُدِلَ, yakni sengit permusuhannya. Dan dikatakan: ولِذُهُ فَهُوَ لُذُ وَلاَدٌ وَ لَدُودُ berarti menentangnya dan mengalahkannya.21 Dan, alladuud juga berarti "musuh bebuyutan". 31 Maka adalah penentang yang paling keras. اَلَدُ الْخِصَامِ Sebagaimana firman-Nya: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 204)

Sedang *Qauman Luddan* (قَوْمًا لَكًا): Kaum yang membangkang: Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Qur'an itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. (Q.S. Maryam [19: 97)

## (لُذَةٌ) Ladz-dzatun

Sungai ؛ وأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرِ لَدَّةٍ لِلشَّارِينِ Sungai ؛ dari khamr (arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. (Q.S. Muhammad [47]: 15)

Keterangan

Kata نَدُة adalah bentuk mu'annas dari نَذَذ , yang sama artinya dengan اللَّذِيدُ (yang enak, اللَّيْةُ sedap). 1 Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa اللُّدَّةُ وَاللَّذَاذَةُ واللَّذِيْدُ وَاللَّذَقُ Dan } أَنَمُ (sakit) أَنْمُ lawannya semuanya ditujukan kepada makan dan minum dengan penuh kenikmatan dan kesempurnaan.51

## (لأَرْبُ) Laazib

Firman-Nya, إِنَّا خُلْقَتَاهُمْ مِنْ طَينَ الأَرْبِ Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 11)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa باؤبً ialah "melekat erat antara satu dengan lainnya".

Orang-orang Arab bersenandung kepada Ali bin Abi Thalib:

تُعَلِّمُ فَإِنَّ الله زَادَكَ بَسُطَةٌ

وَ أَخَٰلاَقُ خَيْرِ كُلُّهَا لَكَ لاَزِبِّ

"Ketauhilah, bahwa Allah menambahmu kekuatan dan akhlak yang baik, semuanya telah melekat kepadamu".1]

Imam asy-Syaukani menjelaskan, Sa'id bin Zubair berkata: Al-Laazib adalah tanah yang menempel di tangan. Dan Mujahid berkata dan orang Arab mengatakan: thinun laazib adalah laazim (kata laazib sama dengan laazim) yakni diganti ba' dengan mim. 1

#### (لزَامًا) Lizaaman

Firman-Nya, اَفْقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا Kelak (azab) pasti (menimpamu). Arti selengkapnya: Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (tetapi bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), padahal kamu telah sungguh mendustakan-Nya? Karena itu kelak (azab) pasti (menimpamu). (Q.S. Al-Furqaan [25]: 77)

Keterangan

Dikatakan لُزُومُ الشَّنِي, yang berarti lama menetapnya, dan di antaranya dikatakan, لزنة Sedang, Lizaaman dalam ayat tersebut. المُعَمَّدُ لَوْمُ مَا maksudnya ialah pasti meliputi kalian hingga membanting kalian ke dalam neraka.41

## (لسَانٌ) Lisaanun

Dia (Harun) lebih عَمْوَ أَفْصَعْ مِنَى إِسَانًا , Dia Dia (Harun) fasih lidahnya dari padaku. (Q.S. Al-Qashaash [28]: 34)

Keterangan

Nabi Musa a.s. selain merasa takut kepada Fir'aun juga meresa dirinya kurang lancar berbicara menghadapi Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah mengutus Harun a.s. لِمَانُ bersamanya, yang lebih petah lidahnya. أ adalah bentuk mufrad, dan bentuk jamaknya ء ألْسرار

<sup>1.</sup> Tafsir At-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm 88

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab forn him. 821.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 109.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 9 juz 26 hlm. 57.

ن ف د Bou Manzhur, Op. Cit., jilid 3 hlm. 506 maddah ال

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 45.

<sup>2.</sup> Fothul Qadiir, plid 4 hlm. 388.

<sup>3.</sup> Mu'jom Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm 470

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 7 juz 19 hlm. 35; sedangkan أَنْزِم السَيْنَ فَلانا yakni (mewajibkan atasnya). Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab lam hlm 823.

<sup>5.</sup> Depag, Al-Qur'on don Terjemahnya, catatan no. 1124 hlm. 615.





Kata lisaan mempunyai makna sebagai berikut: pertama, pujian yang baik, karena kejujuran itu dinyatakan dengan lisan dan lisan merupakan tempatnya, maka Allah menjadikan lisan para hamba menyampaikan pujian kepada orang-orang jujur, sebagai balasan yang setimpal agar dapat diambil pelajaran darinya. Misalnya: Q.S. Maryam [19]: 50), yakni وجعلنا لهم لسان صدقا عليا tutur kata yang isinya dapat dijadikan teladan bagi generasi berikutnya. Imam Al-Maraghi menjelaskan lisaanu shidqin maksudnya ialah reputasi atau keturunan nama di tengah-tengah orang-orang dengan memberiku taufik ke jalan yang baik, sehingga mereka meneladani aku setelah aku mati. Inilah yang disebut kehidupan kedua, seperti yang dikatakan seorang bijak:

> قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي الْنَاسِ أَحْبَاءٌ "Suatu kaum telah mati, tetapi mereka "أ". "asih hidup di tengah-tengah manusia.".

Kedua, lisaan berarti bahasa. Misalnya: وبا (Q.S. Ibrahim [14]: 4), yakni lafaz dan susunan kalimatnya dapat dipahami kaumnya; ketiga, lisaan berarti lidah itu sendiri. Misalnya: لا تعرك تسانك لتعجل به (Q.S. Al-Qiyamah: 16), yakni bagian anggota kepala berupa lidah untuk berkata-kata, berbicara, dan mengeluarkan kesimpulan, mengeluarkan keputusan; dan keempat, lisaan berarti kutukan, misalnya, الذين كَفَرُوا مِن نِي اِسْرَائِيلُ عَلَى لِسَانٍ دَاوَدَ وَعِيسَى اَئِن مُرْتَمُ telah dikutuk bagi orang-orangorang kafir dari kalangan bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa Ibnu Maryam.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 78)

## (يَتَلُطُّفُ) Yatalaththafu (لُطُفُ)

Firman-Nya, فَنْيَاتُكُمْ بِرِزْقِ بِنَهُ وَلَيْتَطَعْتُ وَلاَ يَشْعِرَنْ بِكُمْ الْكُمْنَا الْمُنْاءُ ...maka hendaklah dia membawa makan untukmu, dan hendaklah ia berlaku temahlembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 19)

#### Keterangan

:IbnuManzhur menjelaskan, maka dikatakan) التُرْفُقُ لَهُ yakni التُلْطَفُ بِالْأَمْرِ (menemaninya) التُرُفُقُ لَهُ yakni التُلْطُ

Tofsir Al-Maraghi, jılid 7 juz 19 hlm. 73.
 Terjemah Tofsir İbnul Qayyim, Tofsir Ayat-Ayat Pilihan, oleh : Kar-

apabila menemani dengan ramah, فُلانٌ نَفَلاَن يَلْطَف (penuh persahabatan). Dan dikatakan : نَطَفُ اللهُ لَكَ: yakni menyampaikan sesuatu yang disukai dengan penuh keramahan (persahabatan). 11 Menurut Ibnu Al-Atsir adalah yang terkumpul اللَّطَيْفُ bagi-Nya sifat kelembutan, keramahan dalam perbuatan dan ilmu-Nya dengan kelembutan yang menentramkan yang disampaikan ketentuan-Nya terhadap makhluk-Nya, Singkatnya, Lathiifun adalah Allah Mahahalus, ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimanapun kecilnya. 23 Misalnya firman-Nya: Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Mahalembut lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 34)

Firman-Nya, إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ Sesungguhnya Allah itu *Mahahalu*s lagi Maha Mengetahui. Sejumlah ayat yang menerangkan *Lathiifun*, antara lain:

- Tentang ketidakmampuan penglihatan untuk melihat-Nya: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Mahahalus lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-An'am [6]: 103)
- Tentang disuburkannya bumi: Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah itu Mahahalus lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Hajj [22]: 63).
- 3) Tentang balasan kebaikan sekecil apapun: (Luqman berkata): Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit, niscya Allah akan mendatangkan (membalasinya). Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Luqman [31]: 16)

Sedangkan الله لْطِيْفُ بِعِبَادِهِ: Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 19) maksudnya Allah bersikap baik terhadap hamba-hamba-Nya, melimpahkan kepada mereka kedermawanan-Nya dan kebajikan-Nya.<sup>3]</sup>

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 33



655

thur Suhardı, penyusun: Syaikh Mohammad Uwais An-Nadwiy, Tahqiq: Mohammad Hamid Al-Fiqqy, Darul Falah, Cet ke 1, Rabi'ul Tsanı 1421 H/ Juli 2000 M, hlm. 404-405.

ل طاف 3. Ibnu Manzhur, Op. Cit., pilid 9 hlm. 314 maddah لطاف

ن خاند 1. Ibid, jihd 9 film. 316 maddah

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'on don Terjemohnyo, catatan kaki, no. 1182 hlm.

## ~



#### لعبٌ) La'ibun

Firman-Nya, وَمَا خَلَفْنَا الشَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْتِهُمَا لأَمِينَ Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 16)

Keterangan

Al-La'ibu ialah perbuatan yang tidak ditujukan untuk tujuan yang sebenarnya (main-main). <sup>1</sup>

#### (لُفَنَ) La'ana

Laknat adalah doa agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah; sedang orang-orang yang melaknat disebut laa'inuun. أَنَّ Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa مَنْ الْغَيْر , yakni مَنْ الْغَيْر (melempar dan menjauhkannya dari kebaikan). Dan orang yang dilaknat dinyatakan لاَعْنَ الرَّجُلُ رُوْجِتُهُ مُلاَعِيْةُ. Dan مَنْ الْمُعِنْ (membebaskan dirinya dengan cara li'an dari had menuduh istrinya zina).

Sedangkan نَفَنَهُ الله: Kutukan Allah. Sejumlah ayat yang mengemukakan tentang turunnya laknat Allah, antara lain:

- Laknat turun kepada orang yang mengadaadakan dusta: Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang-orang yang membuatbuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah kutukan Allah dilimpahkan atas orang-orang yang zalim. (Q.S. Huud [12]: 18)
- 2) Laknat turun kepada orang yang zalim: Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan): "Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu)?" Mereka (penduduk neraka) menjawab: "Betul". Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu:

- "kutukan Allah ditimpakan kepada orangorang yang zalim. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 44)
- 3) Laknat turun kepada orang yang ingkar: Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orangorang ingkar itu. (Q.S. Al-Baqarah; 2: 89)
- 4) Laknat turun kepada orang yang kafir: Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka), mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong. Pada hari itu muka mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul". (Q.S. Al-Ahzab [33]: 64-66)
- 5) Laknat turun kepada bani Isra'il dinyatakan, لُمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نِنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانَ ذَاوُد وَعِيسَى ابْنَ مَنِيم: Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Isra'il dengan lisan dawud dan 'Isa putra Maryam, Arti selengkapnya: Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Isra'il dengan lisan Dawud dan 'Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. (Q.5. Al-Maa-idah [5]: 78-80)
- 6) Laknat turun kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran, إِنَّ النَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا يَشَاهُ اللهُ وَالْكِنَابِ أُولِئِكَ أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيْوَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا نَيْتُاهُ النَّاسِ فِي الْكِفَابِ أُولِئِكَ كَانِيَاتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهِ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَلِيلَانِهُ وَلِيلَانِهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَلِلْكُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَلْحَتُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْكِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab lam hlm. 829.



<sup>1.</sup> Ibid, julid 6 juz 17 blm. 14.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 1 juz 2 hlm 29





Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 159)

Mengutip keterangan Ar-Raghib bahwa laknat dimaksudkan dengan menjemput murka Allah; di akhirat berupa siksa, dan di dunia berupa terputusnya seseorang dari rahmat dan taufig-Nya; laknat dari manusia berarti doa memusuhi. <sup>1</sup>

## (لُغُوبٌ) Lughuubun

Firman-Nya, وَلاَ يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ Dan Kami di dalamnya tidak merasa lesu. (Q.S. Fathir [35]: 35)

#### Keterangan

Al-Lughuub ialah rasa capek. Dikatakan, yakni datang dalam keadaan capek. Seperti firman-Nya, وَمَا مَشَا مِنْ لَغُوبِ Dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan. Arti selengkapnya: Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan. (Q.S. Qaaf [50]: 38)

Yakni, Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifat-Nya terhindar dari sifat-sifat lemah, dan cacat cela yang membahayakan karya-Nya. Diantaranya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan penciptaan terhadap keduanya adalah perkara yang dilakukan secar serius, bukan mainmain. (Q.S. Yusuf [21]: 6)

## (لَغُوّ) Laghwun

Firman-Nya, نَوْاجِذْكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَائِكُمْ Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 225)

#### Keterangan

Ar-Raghib mengatakan, bahwa اللَّفَوْ menurut Kalam Arab adalah مثلاً يَنْقَدُ بِه, yakni "sesuatu yang tidak diperhitungkan". Lalu ia dipergunakan sepadan dengan اللَّهُة, yakni "bunyi burung-burung kecil dan burung-burung yang

1. Mu'jom Mufrodat Alfaazhii Qur'an, him. 471.

2. Ibid.

sebangsanya". Abu 'Ubaidah bernasyid: عَنِ الْلَغَا :وَرَفْتُ النَّكُلُمِ :Tentang ucapan-ucapan yang tidak terkontrol dan tentang pembicaraan keji.

ImamAr-Razimengatakan: Al-laghwu adalah as-saqithulladzi la yu'taddu bihi, artinya sesuatu yang jatuh yang sebelumnya tak diperhitungkan. Sama halnya tentang pembicaraan atau tentang hal-hal lainnya. Dan laghwu ath-tha'iru; suara burung. Dikatakan terhadap anak unta yang diterlantarkan sebagai alghau. 11

Firman-Nya, لاَ يَشْمَعُونَ فَيَهَا لَغُوّا ولاَ تأْلِيمًا (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 25) Maka, laghwan ialah Baathilan (kebatilan).<sup>2]</sup>

Dan begitu pula firman-Nya, لا تُسْمَعُ فِهَا لأَعْيَةُ Tidak kamu dengar perkataan yang tidak berguna. (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 11)

Yakni, laaghiyah dalam ayat tersebut maksudnya ialah omong kosong (perkatan yang tidak berguna), bohong dan sembarang (ngaco). <sup>31</sup> Jenis perkataan yang tidak akan dijumpai di dalam surga.

Firman-Nya, لاَ يُوَاجِنُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغَوْ فِي أَيْسَائِكُمْ وَلَكِنْ (Q.5. Al-Baqarah [2]: 225) Maka, al-laghwu dimaksudkan dengan perkataan yang terucap di tengah-tengah pembicaraan berupa sumpah yang keluar tanpa ada unsur kesengajaan, seperti wallaah dan la wallaah.

## (لَفَتُ) Lafata

Firman-Nya, فَأَسُرِبِأَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلَ وَلاَ يَلْتُغَتِّ مِنْكُمْ. ...sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengiku-pengikutmu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. (Q.S. Huud [11]: 81)

#### Keterangan

lltafata adalah mengempitkan betis dengan betis di saat maut datang. <sup>51</sup> Seperti firman-Nya, والنَفْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (Q.S. Al-Qiyamah [75]: 29). Sedang yaltafit yang tertera pada ayat tersebut maknanya "tertinggal" Ada pula

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkam, jilid 1 hlm 306-307.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 205.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 133.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 160.

<sup>5.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 193.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mufassir menerjemahkannya dengan "menoleh ke belakang". Dan juga berarti berpaling (mengikuti jejak nenek moyang terdahulu, dan mengindahkan seruan agama yang haq. Seperti yang tertera di dalam Firman-Nya, فَأُوا اَجِنْنَا لِمُنْفِئِنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

## (لَفَحَ) Lafa<u>h</u>a

Firman-Nya, تَلْفَحُ وَجُوفَهُمُ النَّانُ Muka mereka dibakar api neraka. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 105)

Keterangan

Dikatakan, ثَفَعَتُهُ الشَّمُينَ وَالسَّمُوْمُ (matahari dan api telah menghanguskan mukaku).<sup>2]</sup>

#### (لَفَظَ) Lafizha

Firman-Nya, غَمْ يَلْفُولُ إِلاَ لَذَيْهِ رَفِيتُ عَبَيْدٌ Tiada suatu ucapanpun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Q.S. Qaaf [50]: 18)

Keterangan

Al-lafzhu bil-kalaami (mengucapkan perkataan) diambil dari melafazkan sesuatu yang keluar dari mulut.<sup>3]</sup>

## (لُفيفًا) Lafiifun

Firman-Nya, فَإِذَا جِاءَ وَعَلَى الْجُرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا Maka apabila datang masa berbangkit, niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur (dengan musuhmu). (Q.S. Al-Isra' [17]: 104)

Maka, Al-lafiif dimaksudkan dengan kelompok yang banyak, terdiri atas berbagai macam campuran orang-orang terkemuka, rakyat jelata, orang taat, ahli maksiat, orang kuat, orang lemah. Bila dikatakan lafaftahu, itu artinya kamu mencampur segala sesuatu dengan yang lain. 41

#### (لَقَبَ) Lagaba

وَلاَ تَنْابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِلْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ , Firman-Nya janganlah kamu panggil memanggil dengan :الْإِيمَانِ gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman.... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 11)

Keterangan

Maksud "gelar-gelar yang buruk", ialah gelar-gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: hai fasik, hai kafir dan sebagainya. <sup>11</sup>

## (لُوَاقِحَ) Lawaaqi<u>h</u>a

Firman-Nya, وَأَرْسَلُنَا الرَّبَاحُ لُوافِحَ Dan Kami telah meniupkan angin untuk *mengawinkan* (tumbuhtumbuhan). (Q.S. Al-<u>H</u>ijr [15]: 22)

Keterangan

Al-Lawaqih adalah bentuk jamak dari laqiih, yaitu yang bunting.<sup>2]</sup> Yakni Kami kirimkan angin-angin sebagai pembawa benih atau bibit dari pohon jantan kepada pohon betina.<sup>3]</sup>

## (لَقَطَ) Lagatha

Firman-Nya, فَالْنَفَطَهُ الْ فِرْعَوْن Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun. (Q.S. Al-Qashash [28]: 8)

Keterangan

Al-Iltiquath ialah mengambil sesuatu secara tiba-tiba tanpa sengaja mencarinya. <sup>41</sup> Begitu juga firman-Nya, وَالْقُوهُ فِي عَيْاتِهِ الْحِبَ يِلْتَقِطُهُ يَعْضَ السَّيَّاتِي Dan masukkanlah dia (Yusuf) ke dalam sumur supaya dipungut oleh beberapa orang musafir. (Q.S. Yusuf [12]: 10)

## (لَقُمَ) Laqama

Firman-Nya, قَالَتَقَمَةُ الْغُوتُ Maka ia ditelan oleh ikan besar. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 142)

Keterangan

Iltaqamahu, artinya ikan menelan Yunus.<sup>5]</sup>

## (لَقَيَ) Laqay

Firman-Nya, الَّا إِنْهُمْ فِي مِرْبِهِ مِنْ لِقَاءِ رَهِمْ Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. (Q.S. Fushshilat [41]: 54)

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm, 82.



<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 732 hlm. 339.

Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 472.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 472-473.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 5 juz 15 hlm. 102.

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1411 hlm.

<sup>847</sup> 2. Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 16.

<sup>3.</sup> A. Hassan, Tofsir Al-Furgan, catatan kaki no. 1669 him. 492.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 36.





Keterangan

Bunyi ayat مِنْ لِفَاءِرَيْهِمْ, di atas menurut Imam Al-Maraghi, ialah "terhaɗap kebangkitan setelah mati".<sup>1)</sup>

Dinyatakan: الله المعافرة, yakni melemparkannya (tharahahu). Anda mengatakan: القهة من نبك (lemparkanlah apa yang ada di tangan anda). Dan dikatakan: الله الشهن في القلوب أله الشهن في القلوب , yakni menganugerahkannya (qadzafahu). Dan عليه القول , berarti mendiktekannya (amlaahu), yakni dia seperti orang yang mengajarinya (al-muta'allim). Dan الأقاة ولملاقة ولقاة , yakni menerimanya (qabilahu). Sedang النفيا, berarti bertemu masing-masing dari kedua temannya (shiihibahu). Dan yaumut-talaqqiy adalah yaumul qiyaamah, karena masing-masing makhluk saling bertemu. 1

Berikut ini makna kata *laqay*, *alqa*y, talaqqay yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Alqay berarti "mengucapkan", misalnya: اَلْيَكُمُ السَّلامُ الْهِيُّ: Mengucapkan "salam" kepadamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 94) Maksudnya tunduk dan menyedar berserah diri kepada kalian, lalu tidak memerangi kalian.<sup>3)</sup>
- Alqay berarti "melempar", misalnya: وَأَلْفَى: Musa pun melemparkan luh-luh. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 150); menjatuhkan. Seperti bunyi ayat, وَأَلْفَى عَصَاء Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 107)
- 3) Algay berarti "memasukkan", misalnya: وَ اللَّهُ وَ السُّيطَانُ فِي أَمْنِيتِهِ السُّيطَانُ فِي أَمْنِيتِهِ Setanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Arti selengkapnya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Hajj [22]: 51) Memasukkan berkaitan dengan persoalan abstrak, misalnya angan-angan. Sebagaimana ayat tersebut. Dan begitu juga pengertian memasukkan secara lahiriyah,

seperti bunyi ayat, وَالْفُودُ فِي غَيَاية الْجَبُ بِلْتَفَطَّةُ بِعَضْ : Dan masukkanlah dia (Yusuf) ke dalam sumur supaya dipungut oleh beberapa orang musafir. (Q.S. Yusuf [12]: 10), Yakni Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. (12: 10)

4) Firman-Nya, غرية النَّغَرِين بِلَتَهْبَانِ). Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 19). Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa بِنْنَفِينِ , maksudnya, keduanya saling bertetangga dan saling bersentuhan permukaannya, sehingga kelihatannya tidak ada pemisah antara keduanya. الْقَوْدُ الْقُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Sedang فنلاقية: Maka pasti kamu akan menemui-Nya. Yakni, menjadi orang yang akan bertemu dengan-Nya setelah mengalami peristiwa itu (hari Kiamat). Sebagaimana firman-Nya: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. (Q.S. Al-Insyiqaq [84]: 6)

- 5) Talqay berarti "menerima dan mengamalkan", misalnya: فتلفّ ءادَمْ مِنْ رَبِّه كِيمَاتٍ فَتَاتِ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَاتِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 37) Maka, talaqqalkalimaat maksudnya ialah menerima dan mengamalkan kalimat-kalimat tersebut ketika ditugaskan. 51
- 6) Laqay berarti "membuang", misalnya: ولأَ تُلَقُوا (Q.S. Al-Baqarah [2]; 195) Maka, al-qaa'usy-syai-a: membuang dengan sengaja. Kemudian, dipakai pengertian membuang secara umum.<sup>61</sup> Begitu juga bunyi ayat: إِذَ تَلْقُونَهُ بِأَلْسَنْبُكُمْ وَتَقُولُونَ (Q.S. An-Nuur [24]: 15) Maka, Talaqqaunahu maksudnya ialah

<sup>6.</sup> *ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 91.



<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 8 juz 24 hlm. 75.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab lam him. 836

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 2 juz 5 hlm, 125.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm, 110.

Ibid, jihd l juz 1 hlm. 55.
 Ibid, jihd 8 juz 24 hlm. 50.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 89.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid I juz 1 hlm. 89.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kalian menerima berita itu dan sebagian dari kalian mengambilnya dari sebagian yang lain. Dikatakan نَفُى الفَوْلَ, ثَقَالَهُ مَقَامًا , berarti dia menerima perkataan. أ

- Alqay berarti "mengeluarkan", misalnya: وَأَنْفَتْ مَا فَيِهَا وَنَغْلَتْ (Q.S. Al-Insyiqaaq [85]: 4)
   Maka, Alqat maa fiihaa maksudnya ialah bumi mengeluarkan isinya, termasuk ahli kubur.<sup>2</sup>
- 8) Yulqay berarti "mengutus", misalnya: يَلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ: Yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 15)

## لنخ Lamhun

Firman-Nya, وَمَا أَمْرَ السَّاعَةِ إِلاَ كُلَّتُمَ الْبَصَارِ أَوْهُوَ أَقَرِبُ . Dan tidaklah kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). (Q.S. An-Nahl [16]: 77)

#### Keterangan

## (تَلْمِزُ) Talmizu - (لَلَزَ) Lamaza

Firman-Nya, وَلاَ تَلْمِرُوا أَنْفُسَكُمْ Dan janganlah kamu *mencela* diri kamu sendiri. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 11)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa sit, adalah sighat mubalaghah dari bina' fu'alatun yang menunjukkan arti "banyak", "sering" dan "berulang-ulang". Al-Jauhari mengatakan allumazah adalah al-'aib (cacat). Asalnya adalah isyarat dengan tangan. Maksud al-lumazah adalah banyak mencacat, membuka aib.

## (لَسَ) Lamasa

Firman-Nya, وَأَنَّا لَمَنْكَ السُّمَاءُ Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit. (Q.S. Al-Jin [72]: 8)

#### Keterangan

Al-Lamsu ialah menjangkau sesuatu dengan telapak tangan Seperti al-massu, lalu dipinjam untuk arti mencari. المُنهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَ

Sedangkan firman-Nya, أَوْ لَاَسْتُمُ اللِّسَاءُ (Q.S. Al-Maidah [5]: 6). Maksud lamasa adalah kinayah dari jima' (bersetubuh). Menurut Ibnu Abbas bahwa kata الْلُمُسْ وَالْلِمَاسُ وَالْلَاسَةُ, adalah kinayah dari jima' (bersetubuh). <sup>3</sup>

## Lamman (Å)

Firman-Nya, ثَاكُلُونَ التُراتَ أَكُلاَ Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang haq dan yang batil). (Q.S. Al-Fajr [89]: 19)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ú, maknanya "rakus", "tamak sekali". Sebagaimana perkataan penyair:

إِنْ تَغْفِرُ ٱلْلَهُمَّ تَغْفِرِ جَمَا

## وَأَيْ عَيْدِ لَكَ لاَ أَلَمَّا

"Apabila kamu memberi ampunan maka berilah ampunan yang banyak, sungguh tidak ada seorang hamba yang tidak menginginkan dari-Mu".41

## (أَلَّامَمُ) Al-Lamamu

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَابِرَ الْإِنْمِ وَالْفُوَاحِيْنَ إِلاَّ ,Firman-Nya النَّمَةِ (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari *kesalahan*-

Tafsir Al-Moroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 143; dikatakan, lamamtuhu, yakni ajma'a (mengumpulkan), maksudnya, aku mendatang yang lainnya. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 225.



<sup>1.</sup> *Ibid*. jilid 6 juz 18 him. 78.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 88.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab lam hlm. 838

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 120.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-wasiith, juz 2 bab lam hlm. 838; selanjutnya dijelaskan bahwa isim fa'ilnya adalah فِيْلُا إِنْ jamaknya كُلِّفْ. Dikatakan: مِنْلِانَ لِامْحِ yakni, مِنْلِانَ لِأَمْحِ مَطْفِيهِ (takjub dengan durnya sendiri). *Ibid*.

<sup>6.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 603.

<sup>7.</sup> Fathul Qadiir, jilid 2 hlm 371.

<sup>1.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 475.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 167.

ل مان Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 209 maddah لام ما

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kesalahan kecil. (Q.S. An-Najm [53]: 32) Keterangan

Al-Lamam artinya dosa-dosa kecil, seperti memendang lain jenis yang bukan muhrim. Menurut bahasa, kata-kata ini berarti nama dari sesuatu yang ukurannya kecil. Dari kata-kata ini timbullah kata lammatusy-sya'ri (لَتْ الشَعْرِ), sejumput rambut. Dan ada pula yang mengatakan bahwa al-lamam artinya mendekati sesuatu tanpa melakukannya. Yakni dari kata alamtu bi-kadzaa, yang artinya saya mendekatinya begini. Dengan arti seperti ini, maka maksud al-lamam pada ayat tersebut ialah keinginan untuk melakukan suatu dosa. Oleh karena Sa'id Ibnu Musayyab berkata, Al-Lamam adalah lintasan hati. 11

#### (لَهَبَ) Lahab

Al-lahab adalah idhthiraamun-naar (nyala api). $^{21}$ 

## (يَلْهَتُ) Yalhatsu (لَهَتُ) - Yalhatsu

#### Keterangan

Al-Jauhari mengatakan bahwa الله (huruf lam difathahkan) dan الله (huruf lam didhammahkan), adalah menjulur-julurkan lidah karena capek atau kehausan. اmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa kondisi tersebut berlaku juga untuk selain anjing, dikarenakan sangat letih dan kepayahan, atau karena kehausan. Sedang untuk anjing sama saja, kepayahan atau tidak, haus ataupun tidak, ia tetap menjulurkan lidahnya. المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحد

## (لَهُوُّ) Lahwun

Menurut Ar-Raghib, النّهز ialah hal-hal yang menyibukkan manusia, baik yang menjadikannya gembira ataupun susah. Kemudian, kata *al-lahwu* dipergunakan dengan pengertian untuk hal-hal

\_\_\_\_

yang bersifat menyenangkan. Jika seseorang disibukkan sesuatu maka akan lupa segalanya. <sup>(1)</sup>

Sejumlah ayat yang menyebutkan sumber kelalaian seorang hamba dari Tuhannya adalah:

 Bermegah-megahan (at-takaatsur), misalnya: ئائياكم التكائز Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, (Q,S, At-Takaatsur [102]: 1)

Dan pengertian lain menunjukkan, bahwa النابة dimaksudkan untuk "kesibukan yang memalingkan dari sesuatu yang diinginkan dan berpindah kepada yang diingini oleh hawa nafsu". Adapun asal al-lahwu, ialah نافضه kemudian dipergunakan kepada "setiap orang yang memiliki kesibukan".

Kemudian ditinjau dari segi uslubnya, أَلْهَاكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّهُ النَّامُ merupakan uslub yang mengandung peringatan sekaligus celaan. <sup>21</sup> Maksudnya, wahai manusia kalian telah disibukkan dengan kebanggaan harta benda dan anak dari taat kepada Allah sehingga kalian lupa tidak mempersiapkan hari depan anda, akhirat.

- 2) Perniagaan dan jual beli, misalnya, اَ يَلْمِهِمْ بَخِارَةٌ وَلاَ بَيْغٌ عَنْ دَكْرِ اللّٰهِ لَهُ بَخِارَةٌ وَلاَ بَيْغٌ عَنْ دَكْرِ اللّٰهِ t: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah. (Q.S. An-Nuur [24]: 37)
- 3) Angan-angan kosong (al-amal), misalnya, فَرَمُمْ Angan-angan kosong (al-amal), misalnya, فَرَمُمْ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَلْهِمُ الْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِلَمُونَ عِلَمُونَ عِلَمُونَ اللهِ Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenangsenang dan dilalaikan dengan angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka). (Q.S. Al-Hijr [15]: 3) Maka, Yulhiihim (وَلَهُوهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

Al-Lahwu adalah perbuatan yang dilakukan untuk menenteramkan jiwa. Oleh sebab itu istri dan anak disebut lahwun, karena seseorang mendapat kesenangan dari masing-masing di antara keduanya. Istri dan anak-anak disebut penghibur bagi laki-laki. <sup>4</sup>

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 14; menurut ahli tafsir allahwi menurut bahasa Hadramaut artinya anak (al-walad), ada juga yang mengatakan istri (al-mar'ah). Dan takwilnya menurut lughat bahwa anak adalah lahwad-dunya(permalnan dunia). Lihat, Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 15 hlm, 259.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. \$8. 2. Mu'jam Mufradot Alfaazhii Qur'an, hlm. 475.

كرهات Manzhur, Op. Cit., jilid 2 hlm. 184 maddah كرهات

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 106.

Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 475; Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 229.

<sup>2.</sup> Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasir, jilid 3 hlm. 599

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 4.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sedangkan faktor kelalaian seseorang lantaran meremehkan, seperti yang dilakukan oleh Muhammad saw. kepada Abdulah bin Ummi Maktum, seorang yang buta yang hendak mendapatkan pengajaran. Sebagaimana dinyatakan, نَانَتُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ maka kamu mengabaikannya. (Q.S. 'Abasa [80]: 10). Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa talahha adalah menganggap remeh dan mengabaikannya. Dan hati yang lalai dinyatakan, الاهنة قلوية: Hati mereka dalam keadaan lalai. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 3)

## (لَوْحٌ) Lawhun

Firman-Nya, وَكَتَبُنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُالِ شَيْءٍ dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (taurat) segala sesuatu. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 145)

Keterangan

Lauh ialah kepingan dari batu atau kayu yang tertulis padanya isi Taurat yang diterima Nabi Musa a.s., sesudah munajat di gunung Tursina. Demikian pengertian secara bahasa. Sedangkan kata نائع مَعْفُوطِ. Lauh Mahfuz adalah tempat menyimpan berita-berita ghaib, termasuk Al-Qur'an itu sendiri.

## (لَوَّاحَةٌ) Lawwaa<u>h</u>ah

Firman-Nya, نَوْاحَةُ بَلْبَشْرِ: (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 29)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Neraka Saqar (*Lawwaahah*), berasal dari لَوَاحَت , yakni "apabila matahari menghitam bagian luarnya dan ujung-ujungnya". Dan dikatakan:

تَفُوُّلُ مَا لاَ حَكَ يَا مُسَافِرُ

يَائِنَةَ عَمَى لاَحَنَّى الْهَوَاجِرُ

"Apakah yang menyebabkan engkau hitam wahai musafir? Wahai putri pamanku, aku menjadi hitam karena terik matahari.<sup>3</sup>

Dan dikatakan: بُلْخَفُ الْجِلَد لَفَعَةُ, yakni ditujukan kepada sesuatu yang sangat hitam seperti kegelapan malam. أ

#### (لَوَاذًا) Liwaadzan

Firman-Nya, الَّذِينَ يَسُلُلُونَ مِنْكُمْ لِوَادًا : Orangorang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya). (Q.S. An-Nuur [24]: 63)

#### Keterangan

Al-Liwaadz dan al-mulawaadzah, artinya berlindung. Dikatakan, نَنَا فَلانٌ بِكُنَا, yang berarti dia berlindung dengannya.<sup>1]</sup>

## (لَوْمٌ) Lawmun

Firman-Nya, وَلاَ أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang *amat menyesali* (dirinya sendiri). (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 2)

#### Keterangan

Lawwamah pada ayat tersebut maksudnya, bila ia berbuat kebaikan ia juga menyesal kenapa ia tidak berbuat lebih banyak, apalagi kalau ia berbuat kejahatan.<sup>2</sup>I

Sedang نبية: orang yang melakukan sesuatu yang tercela. Sebagaimana firman-Nya, فَالْتُقْمَةُ الْحُوثُ وَمُوْ مُلِيمٌ: Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 142) lihat juga, surat Adz-Dzaariyaat [51]: 40)

Perihal ayat di atas, ash-Shabuni menjelaskan bahwa Muliimun, adalah aati bima yulamu 'alaihi (yang datang dalam keadaan tercela, orang yang patut dicela). <sup>3</sup> Maksudnya, Dia (Yunus a.s.) ditelan dalam perut ikan yang kedatangannya merupakan perbuatan tercela, karena meninggalkan tugas yang telah Allah utus kepadanya, dan meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah, lalu keluar pun tanpa izin Tuhannya. <sup>4</sup>

Firman-Nya, هَلْاَتُلُومُونِي وَلُمُوا أَنْفَسَكُمْ Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, dan cercalah dirimu sendiri. Yakni perdebatan yang saling mencelaantarpenghuni neraka. Artiselengkapnya: Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 210.

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 566 hlm. 244.

<sup>3.</sup> Yafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 144.

<sup>4.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 183.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jihd 6 juz 18 hlm. 139.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1531 hlm.

<sup>3.</sup> Shafwaatut-Tofaasiir, jihd 3 hlm. 42.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 3 hlm, 44,

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, dan cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. (Q.S. Ibrahim (14): 22)

## (لُوْنٌ} Lawnun

Firman-Nya, وَاخْتِلافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَالْوَائِكُمْ Berlainan bahasamu dan warna kulitmu. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 22)

#### Keterangan

Alwaan adalah bentuk jamak dari lawnun (لَنَوْل), artinya warna; dan sebagai kata kerja (fi'il) dikatakan: تَلُوْنُ الشَّيْنُ, mewarnai sesuatu. Dan تَلُوُنُ الشَّيْنُ yakni لَمْ يَقُبُتْ عَلَى خُلُقٍ (si fulan mengubah-ubah warnanya, tidak tetap bentuknya). أ

## لَيًّا) Layyan

Firman-Nya, تَنَا بِالْسِنْتِيمَ وَطَعْنَا فِي الرّبِينِ Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. (Q.S. An-Nisa' [4]: 45) yakni, ungkapan yang menceritakan tabiat orang-orang Yahudi, di samping itu mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, yakni mengubah arti kata, tempat atau menambah dan menguranginya. <sup>2</sup>

#### Keterangan

Dikatakan: ئِ اللِّسَانِ بِالْكِتَابِ, yakni memutarbalikkan perkataan dan menyimpangkannya/ menyesatkannya, dengan cara memalingkan dari makna sebenarnya kepada makna lain. Contohnya, perkataan yang diucapkan tentang Isa as sebagai "anak Allah", menamakan Allah sebagai bapaknya dan bapak umat manusia. Padahal, perkataan tersebut bukanlah asli dari kitab tetapi mereka memutarbalikkannya dan memuntahkannya menjadi makna yang hakiki dengan mengaitkannya kepada Isa a.s. sehingga orang-orang menduga perkataan tersebut berasal dari kitab yang sebenarnya. المحافظة ألم Seperti firman-Nya, وَإِنْ مِنْهَ لَقُرِهُا يَلُوْونَ أَنْسِنَهُمْ بِالْكِئَابِ di antara mereka ada segolongan yang memutar lidahnya membaca Al-Kitab. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 78)

Asal kata النه adalah (condong, miring). Dikatakan: لَوَى بَيْبِهِ , وَ لَوَى بِرَأْسِهِ (memberi isyarat dengan tangannya, dan membuang mukanya). seperti yang tertera di dalam firman-Nya, النَّوْسَيْمَةُ (Q.S. Al-Munaafiquun [63]: 5) yakni sebagai reaksi dalam bentuk pengingkaran dari suatu kebenaran (al-haqq) dan condong dengan memilih jalan selainnya.<sup>21</sup>

Dan firman-Nya, وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنْ اللهُ كَانَ Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa'; 4: 134)

Maka kata talwu dimaksudkan sebagai ancamanbagi orang-orang yang beriman agar tidak mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan di balik itu sebagai perintah untuk menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik berkenaan terhadap diri sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. (Lihat, arti selengkapnya)

## Al-Laylu (اَلْنَيْنَ)

Kata نَيْنَ adalah bentuk mufrad dan jamaknya (بَانَ artinya malam hari. Ats-Tsa'alabi menjelaskan secara urut tentang saat-saat yang ada di malam hari, yakni: الشَفْقَا, lalu الشَنْفَة, lalu بَرُتُمَة اللهِ اللهُ إِلَيْنَا المُنْفَقَا اللهُ المُنْفَقَة اللهِ المُنْفِقَة إلى المُنْفَقَال المُنْفَقَال المُنْفَقَال المُنْفَقَال المُنْفِقَة المُنْفِقَ المُنْفِقَة اللهُ المُنْفِقَة المُنْفِقَ Dan enam (6) di antaranya yang dimuat dalam Al-Qur'an. Di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa malam hari adalah saat-saat istirahat dan menenangkan pikiran dengan melakukan tidur setelah bekerja sepanjang siang. 4

<sup>1.</sup> Mu'jam AF-Wasiith, Juz 2 bab lam hlm. 847.

<sup>2.</sup> Lihat, Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, Catatan Kaki no. 302 hlm, 126.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 188.

<sup>2.</sup> Al-Qurtubi, al-Jaami'ul-Ahkaamil-Qur'an, jilid 2 juz 4 hlm. 78.

Ats-Tsa'alabi, Fighul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah, Qismul-Awwal, hlm. 315-316.

Tofsir Al-Moroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 174; dan malam hari disifati dengan banyaknya kejahatan karena gelapnya. Dan dari kegelapan malam hari seseorang bisa menyelamatkan diri dari gangguan orang-orang yang bermaksud lahat. Al-Mutanatbi mengatakan:

وْ كُمْ لِمُقَلَّامِ الْلَيْلِ عَنْدك مِنْ بِدِ \* تُحْبَرُ أَنَّ الْمَانُونَةُ تَكُدب



Sedang الْيُكُا وَهُنَارًا maknanya ialah الْيَكُا وَهُنَارًا (senantiasa, terus-menerus, sepanjang hari). أَا Sebagaimana firman-Nya, لَيْكُ مُوْتُ قُوْمِي لِيُكُا اللهِ Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. (Q.S. Nuh [71]: 5). Yakni, Nuh as. menyeru kaumnya ke jalan Tuhan dilakukan sepanjang hari.

## (لأنَ) Laana

Firman-Nya, نُمْ طَيِنْ جُلُودُمُمْ وَفَلُويُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. (Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa makna ثَمْ بَايِنَ جُلُودُهُم ialah "tenang dan tentram". 23

Firman-Nya, تَفْيِعَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Maka :فَيِعَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu *berlaku* 

lembut terhadap mereka. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 159)

Firman-Nya, وَأَلْنَا لَهُ الْعَدِيثُ Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Q.S. Saba' [34]: 10)

Dan, *Qaulan Layyinan* (قَوْلا لَيْنًا): Kata-kata yang *lemah lembut*. (Q.S. Thaaha [20]: 44)

## (لُيۡنَةٌ) Liinatun

Firman-Nya, ننا قطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ Apa saja yang kamu tebang dari *pohon kurma* (milik orang Yahudi). (Q.S. Al-<u>H</u>asyr [59]: 5)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa لُنِينَةٌ dengan dikasrah-kan lam-nya, maka ia adalah اَلْتُخَلَّهُ الْقَرْنِيَةُ مِنَ الْأَرْضِ Pohon kurma yang (buahnya) dekat dari permukaan tanah yang enak rasanya. Dan ia dinamakan *liinatun*, karena buahnya terasa enak. <sup>(1)</sup>



<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 347.



<sup>&</sup>quot;Sudah berapa banyak orang yang bergelut dengan kegelapan malam hari, mengatakan, bahwa apa yang menjadi keyakinan orang, mani' adalah bahang belaka".

Mani' (olmoniyoh) dalam bait syair di atas adalah sekte Majusi yang mempunyai keyakinan bahwa kejahatan itu berasal dari kegelapan malam.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 81; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 161.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 24 hlm. 3.





## (مِائَةٌ) Mi-atun

Firman Allah Swt., بَانَهُ حَبُهِ: Seratus biji. Adatah sebuah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan tiaptiap bulir mengandung seratus biji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261)

#### Keterangan

Al-Mii-ah (seratus) adalah kata yang menunjukkan hitungan, baik hari maupun lainnya, yang berarti lamanya. Di antaranya firman-Nya, كَانَتُ مِانَةُ مِنْيَنَ Tiga ratus tahun. Yakni, lamanya para ashabul kahfi ketika bermalam di gua, yakni tiga ratus tahun. Yang ditambah dengan sembilan tahun (lagi). (Q.S. Al-Kahfi [18]: 25)

Sedangkan بمانة آلفب: Seratus ribu. Adalah jumlah pengikut Nabi Yunus ketika dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan, lalu dia menyeru kembali kepada kaumnya yang berjumlah seratus ribu orang bahkan lebih. Sebagaimana firman-Nya: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلْ مَانَةِ أَلْفِ أَوْ يَرْبِدُونَ. Artinya: Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 147)

Dan بنة جُلَّتُه: Seratus kali cambukan. Adalah jenis hukuman yang dijatuhkan setiap laki-laki yang berzina dan tiap-tiap perempuan yang berzina masing-masing mendapat hukuman seratus kali dera. (Q.S. An-Nuur [24]: 2)

## (مُؤْصِدَةٌ) Mu'shadah

Firman-Nya, بِهُمَا عَلَيْهِمُ مُؤْصِنَةً Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. (Q.S. Al-Humazah [104]: 8)

Keterangan

Mu'shadah maksudnya diurugkan/ditibankan kepada mereka. Berasal dari kata أَوْصَدَتْ الْبَاب "Aku menutup pintu". Seperti yang dikatakan oleh penyair,

تَحِنُّ إِلَى اَجْنِالِ مَكَّةَ نَافَتِي وَ مِنْ دُونِهَا أَبْوَابُ صَنْعَاءُ مُؤْصَدَه "Unta-unta kami menuju ke gununggunung Mekah, dan di balik gunung-gunung tersebut masuk ke San'a yang tertutup"."

Susunan ayat di atas disebutkan cukup ringkas, dengan menampilkan susunan taukid, "mensirnakan keraguan", berupa huruf inng, lalu didahulukannya huruf jer ('ala) , yang berarti khabar mukaddam (khabar yang didahulukan), yang maknanya "benar-benar". Maka makna mu'shadah pada ayat tersebut api neraka itu benar-benar menutupi mereka, mereka tidak dapat keluar dari padanya, Menurut A. Hassan, mereka tidak akan terlepas dari azab neraka.21 Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan: 🔒 "dengan ,غمَد مُمَدُدَة palang-palang panjang (melintang)". (avat ke-9). Demikian mu'shadah yang diancamkan buat mereka yang humazah dan lumazah. Baca, Hamazah dan Lumazah.

## (مَأَرِبُ) Ma'aarib

Firman-Nya, قَالُ هِيْ عَصَايِ أَتُوكُا عَلَيْهَا وَأَهْمُنْ بِهَا عَلَى Eerkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya". (Q.S. Thaaha [20]: 18)

#### Keterangan

Ma'aarib adalah bentuk jamak yang artinya "manfaat", "kegunaan"; dan bentuk mufradnya مُحْرَنةً. Keperluan dan kegunaan (ma'aarib) pada ayat di atas merujuk kepada Musa a.s., sebagai pemilik tongkat. Baca 'Ashaa.

## (مُبِّصَرةٌ) Mubshirah

Firman-Nya, اَثَّا جَعَلْنَا اللَّيْلُ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 101.



<sup>1.</sup> Al-Maraghi, *Op.Cit.*, jilid 10 juz 30 hlm. 238; *Al-Kosyyoof*, juz 4 hlm. 284; lihat juga, penjelasan yang sama yang tertera di dalam surat Al-Balad; 90. 20. *Ibid.*, jilid 10 juz 30 hlm. 161.

<sup>2.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no 4526 hlm. 1230.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? (Q.S. An-Naml [27]: 86)

Keterangan

Al-Mubshir yang berarti "yang mempunyai penerangan". <sup>13</sup> Kata *mubshiran* menjelaskan tentang keadaan siang hari (an-nahaar) sebagai keadaan yang terang benderang karena keberadaan matahari. *Mubshiran* dalam ayat tersebut, maksudnya ialah agar dengan penerangan yang ada pada waktu siang itu mereka melihat berbagai jalan untuk memperoleh penghidupan. <sup>21</sup> Oleh karenanya orang Arab mengatakan:

أَطْلُمُ اللَّيْلُ وَأَيْصَرَ النَّهَارُوَ أَضَاءَ -Malam gelap, sedang siang terang ben

derang.3]

Pada ayat yang lain kata مُنِصَرَهُ dinyatakan sebagai panggilan untuk memikir ayat-ayat Allah, النّهار مُنْصِرةً لَلْبَنْقُوا فَصَلّا مِنْ رَبّكُمْ وَجَعَلْنا ءَايَةُ النّهار مُنْصِرةً لَلْبَنْقُوا فَصَلّا مِنْ رَبّكُمْ وَجَعَلْنا ءَايَةُ النّهار وَجَعَلْنا ءَايَةُ النّهار وَجَعَلْنا ءَايَةُ النّهار Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahuntahun dan perhitungan. (Q.S. Al-Isra' [17]: 12) Baça Bashiirun.

## (مُتَحْيَرًا) Muta<u>h</u>ayyizan

Firman-Nya, اَوْ مُتَعَبِّرًا إِلَى فِنْهِ: Atau hendak Menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. (Q.S. Al-Anfal [8]: 16)

Keterangan

Asalnya dari wawu dan demikian itu untuk setiap kelompok yang menggabungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dan خُرْتُ الشَّيْنِ خَوْرُا، وَعَنِي خَوْرُاءُ , yakni berlingkar, cenderung berpihak/bergabung.

## (مَثْرَبَةٌ) Matrabah

Firman-Nya, أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَيَةٍ: atau orang miskin yang sangat kepayahan. (Q.S. Al-Balad [90]: 16)

Keterangan

Al-Matrabah, berarti kefakiran. Dikatakan, رَأَنُوب الرَّجُلِّ رَأَنُوب الرَّجُلِّل "ia menjadi miskin". Dan مَرْبَ الرَّجُلِ yang berarti "hartanya menjadi banyak bagaikan pasir". <sup>11</sup> Dan at-turaab ialah tanah itu sendiri. <sup>21</sup> Tariba adalah menjadi fakir (iftaqara) seakanakan ia melekat dengan tanah. Dan atraaba adalah orang yang sangat membutuhkan (istaghna) seakan-akan hartanya hanyalah sejengkal tanah. <sup>31</sup> Maka miskinan dza matrabah, berarti kemiskinan benar-benar telah menjeratnya.

## (مَتَعَ) Mata'a

Firman-Nya, ثَنْتُغُوا فِي دَارِكُمْ ثَاثَلُهُ أَيَّامٍ "Bersukarialah kamu di rumahmu selama tiga hari....!" (Q.S. Huud [11]: 65)

Keterangan

Tamatta'uu (bersenang-senanglah) adalah uslub istidraj, yang mengandung ancaman, yakni, bersenang-senanglah dalam waktu sebentar kemudian digiring ke arah siksaan. Dikatakan, kemudian digiring ke arah siksaan. Dikatakan, içسنهناع باللشني , yang berarti menjadikan sesuatu sebagai mataa'. Sedang al-mataa', berarti sesuatu yang diambil manfaatnya dalam tempo yang lama, sekalipun sedikit.

Firman-Nya, قَالُ امْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدَوٌ وَلَكُمْ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 24) فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعٌ إِلَى جِينِ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 24) Maka, Mataa-un ilaa hiin maksudnya sampai hari kiamat. Al-hiin menurut orang Arab adalah saat yang terhitung batasannya.<sup>5</sup>

Firman-Nya, وَلاَ تَنْدُنُ عَنِنَيْكَ إِلَى مَا مَثَعْنَا بِهِ أَزُوا جَاءِيَّمْ (Q.S. Thaaha [20]: 131) Maka, Matta'na dalam ayat tersebut berarti Kami jadikan mereka bersenang-senang dengan berbagai pemandangan indah yang mereka jumpai, mendengar suara yang merdu dan mencium aroma yang harum. 6)

Adapun fiman-Nya, لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاء Adapun fiman-Nya, مَا لَمْ تَعْشُوهُنَّ عَلَى النُّوسِعِ قَدَرُهُ لَمْ تَعْشُوهُنَّ عَلَى النُّوسِعِ قَدَرُهُ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 237) Maka, al-mut'ah, asal katanya adalah mataa', artinya sesuatu yang bisa dimanfaatkan tetapi cepat habis. Oleh karena itu dalam menikmati sesuatu yang lezat dinamakan mut'ah karena cepat habis atau cepat berlalu."

<sup>7.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 196.



<sup>1</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 131.

<sup>2.</sup> *lbid*, jilid 7 juz 20 hlm. 21.

<sup>3</sup> Ibid, jihd 4 juz 11 hlm. 131.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an, hlm. 137.

<sup>1.</sup> Hud., jälid 10 juz 30 hlm. 161; Al-Bukhari menjelaskan bahwa Motroboh adalah os-soogithu fit-turoob (orang yang jatuh ke tanah). Uhat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 225.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 161.

<sup>3</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 70.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraght, jilid 3 juz 8 hlm. 27.

<sup>5,</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 133.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 163.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

-

Sedang firman-Nya, وَكُلُّ فَتَحُوا مِنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَهُمْ (Q.S. Yusuf [12]: 65) Maka al-mataa' adalah apa yang dimanfaatkan. Yang dimaksud di sini ialah tempat menyimpan makanan. <sup>13</sup>

#### (مُتَعَمِّدًا) Muta'ammidan

Firman-Nya, وَمَنْ يَقَتُنْ مُؤْمِنًا مُنْعَمِدًا فَجَرَاؤَهُ جَهَنَمُ Dan غَلِيمًا فَجَرَاؤَهُ جَهَنَمُ وَلَكَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.... (Q.S. An-Nisa' [4]: 93)

## (ٱلْمُتَّقَانُ) Al-Muttagiin

Al-Muttaqiin adalah orang yang tetap dalam ketakwaan. Ibnu Faris mengatakan, asal menurut lughat adalah قَلْمُ (sedikit bicara). Dan dinyatakan di dalam Al-Kasysyaaf, الْقَانِيَّةُ menurut lughat adalah isim fa'il (nama sebuah pelakunya) terambil dari ucapan mereka, وقان قائدًى, sedangkan menurut syara' ialah yang memelihara dirinya yang menyebabkan mendapatkan hukuman karena mengerjakan larangannya, atau mendapatkan hukuman karena meninggalkan perintah-Nya. Baca Waqaa.

## (الْمُتَنَافِسُونَ) Al-Mutanaafisuun

Firman-Nya, خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْلْنَافَسِ الْكُنَافِسُونَ laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. (Q.5. Al-Muthaffifiin [83]: 26).

#### Keterangan

Al-Mutanaafisuuna, adalah isim fa'il (pelaku), berasal dari kata نَافَسَ يَثَنَافَسَ عَلَيْهُ مَنَافَسَ عَلَيْهُ مَنَافَسَ عَلَيْهُ مَنَافَسَ عَلَيْهُ مَنَافَسَ عَلَيْهُ مَنَافَسَ . at-tanaafus dalam ayat tersebut maksudnya ialah pertarungan antara dua orang dalam memperebutkan sesuatu dan masingmasing ingin memiliki dan tidak menghendaki jatuh ke tangan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan fal-yatanaafasil-mutanaafisuun adalah hendaknya mereka berlomba dengan sekuat jiwa dan tenaga untuk memperoleh tingkatan sebagaimana mereka yang giat beramal saleh. 31

## (مَتِيْنٌ) Matiin

Firman-Nya, ذُو الْقُوَّةِ الْتَيِنُ yang mempunyai kekuatan serta kokoh. (Q.S. Adz-Dzaariyat [51]: 58)

#### Keterangan

Al-Matiin, artinya yang sangat kuat. المطاقة Al-Matiin adalah kata sifat, dan rangkaian kata yang dikaitkannya, antara lain: kata kaidiy (tipu daya-Ku). Misalnya كَنِبي مَنِين , yang artinya tipu daya-Ku sangat kuat: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 181-182)

Artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah orang yang melakukan tipu daya, dan secara tidak sadar para pelakunya terseret ke lembah kebinasaan.

#### (مَثُلَ) Matsala

Firman-Nya, سَنَاءَ مِثْلًا الْفَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاَيْاتِنَا وَأَنْفُسَيْهُمْ كَانُوا يَطْلِمُونَ كَانُوا يَطْلِمُونَ Amat buruklah perumpamaan orangorang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 177)

#### Keterangan

Al-Matsal yang dimaksud pada ayat tersebut ialah sifat. المناه sendiri adalah keadaan yang aneh dan model (al-haalul-gharibah wa al-sya'nul-badii'). Al-Matsal, al-mitslu dan al-matsilu (الَّثِينَ وَالْمَانِ وَالْمَانِ) sama halnya dengan ays-syabah (الْمَنِية), asy-syibhu (الْمُنِية) dan asy-syabih (الْمِنِية), baik wazan maupun maknanya mempunyai pengertian yang sama. Kemudian, digunakan untuk menjelaskan suatu sifat yang menjadi obyeknya. Misalnya: "(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa...." (Q.S. Muhammad [47]: 15); begitu juga firman-Nya: ... dan Allah mempunyai sifat Yang Mahatinggi...." (Q.S. An-Nahl [16]: 60)41

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 14.

<sup>2.</sup> Lihat, Fothul Qodie, jilid 1 hlm. 33.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 79.

<sup>1</sup> Ibid. jilid 9 juz 27 hlm. 11.

<sup>2.</sup> *Ibid*, <sub>J</sub>ilid 3 juz 9 hlm. 106. 3. Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 482.

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid l juz 1 hlm. 57.



Al-Matsal, secara bahasa berarti "serupa" atau "sama". Dikatakan, ضَرَبَ ٱلْأَمُثَالَ فِي الْكَلاَمِ, artinya menuturkan suatu keadaan dengan kata-kata yang cocok, sehingga tampaklah keadaan tersebut yang tadinya samar, baik berupa kejelekan ataupun kebaikan. Sedang asal mencetak uang) صَرَبُ الْمُرَامِمَ katanya terambil dari dirham). Di sini yang dimaksud adalah membuat bekas tertentu pada uang tersebut. Jadi kaitan pengertiannya adalah, seakan-akan orang yang membuat mitsil (perumpamaan) bagaikan orang yang mengetuk lawan bicara, yang pengaruhnya sampai menembus hati. Pengaruh kejiwaan pada diri seseorang merupakan akibat dari celaan yang tak akan membekas pada dirinya, melainkan hanya dengan cara kebiasaan yang dipakai, dan yang membuat jiwa itu merasa enggan. 1]

Sejumlah ayat yang memuat kata *matsal* berikut maknanya antara lain:

1) Matsal berarti pembicaraan, di antaranya bunyi ayat, مَثْنَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ النَّفُونَ نَجُرِي مِن نَحْيَا الْأَيْنَارُ (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 36) Maka, Matsalan maksudnya pembicaraan, yakni, "Pembicaraan dan berita mengenai al-jannah itu".<sup>2)</sup>

Selain itu Al-Matsal juga berarti perkataan tentang sesuatu yang diumpamakan dengan perkataan tentang sesuatu yang lain, karena antara keduanya terdapat keserupaan, dan perkataan pertama diperjelas dengan perkataan kedua, agar dengan perkataan kedua itu terbukalah keadaan perkataan pertama secara sempurna. 3 Seperti firmanNya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. (Q.S. Ibrahim [14]: 24, 25, 26)

- Matsal dimaksudkan dengan sesuatu yang menakjubkan, misalnya: وَلَقَدَ أَنْزِلْنَا إِنْيَكُمْ مَايَاتٍ (Q.S. An-Nuur [24]: 34) Maka, Matsalan maksudnya ialah kisah menakjubkan dari orang-orang terdahulu, seperti kisah Yusuf a.s. dan Maryam a.s.<sup>1)</sup>
- 3) Firman-Nya, نَعْنُ أَعْلَمْ مِنَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُونُ أَمْثَلُهُمْ مَّلْرِيقَةُ, (Q.S. Thaaha [20]: 104) Maka, Amtsaaluhum Thariiqatan maksudnya ialah yang paling lurus pendapatnya dan paling sehat akalnya.<sup>2</sup>)
- 4) Firman-Nya, لِلْذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلَ السَّوْهِ وَللَّهِ النَّشَلِ (Q.S. An-Nahl [16]: 60) Maka, Matsalus-suu' pada ayat ini artinya sifat yang buruk, yaitu di satu sisi mereka membutuhkan anak, di sisi lain mereka tidak menyukai anak perempuan karena takut miskin dan mendapat kecelakaan. الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافق

Wa lillaahi matsalul-a'laa di atas maksudnya ialah sifat tertinggi, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan bahwa Dia memiliki seluruh sifat keagungan dan kesempurnaan.4)

Berikut kata Al-Amtsaal, "beberapa contoh", berbagai macam tamsil, perbandingan-perbandingan yang tertera di dalam Al-Qur'an:

 Tamsil tentang rumah laba-laba disamakan dengan orang-orang yang menyeru selain Allah. Perumpamaan orang-orang yang meng-

<sup>4.</sup> Ibid, plid 5 juz 14 hlm. 95.



<sup>1.</sup> Ibid, jılıd 1 juz 3 hlm. 172, Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm 482; sedang نىفل berarti menggambarkan kesamaannya. Dan استثل النوة, berarti ketaatannya. Lihat, *Mu'jam Al-Wosiith*, juz 2 bab mim hlm 853.

Selaras dengan pengertian tamsil dan mitsil dari segi fungsi dan kegunaannya adalah 'Peribahasa'. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di definisikan dengan "ungkapan atau kalimat ringkas padat yang bersi perbandingan, perumpamaan, nasehat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku", Misalnya: "Sebaik-baiknya hidup teraniaya", Maksudnya, sekali-kali jangan merugikan atau mencelakakan orang lain sekalipun kita dirugikan atau dicelakakan. Begitu pula ungkapan "Kalau bangkar galikan kuburnya, kalau hidup sediakan buajannya". Maksudnya, lebih baik menunggu dengan tenang apa yang akan terjadi setelah itu baru dipertimbangkan langkah apa yang akan diambil.

Begitu pula, ungkapan "anjing dikepuk menjungkit ekornya". Maksudnya orang hina (bodoh, miskin dsb) kalau mendapat kebesaran menjadi sombong. Dan "melepas anjing terjepit". Yakni menolong orang yang tidak tahu membalas budi. Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, him. 755, 46, 350 entri, peribahasa.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 147.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 102.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm 148.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 95.





ambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 43)

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 19)

Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 21)

 Tamsil tentang cahaya Allah: Allah (Pemberi). cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampirhampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia,

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nuur [24]: 35)

Di beberapa ayat terdapat larangan tentang membuat perbandingan-perbandingan terhadap seorang rasul (Muhammad saw.). Karena yang demikian itu menjadikan mereka sesat. Diantaranya: a) Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu mereka berbisik-bisik (vaitu) ketika orang-orang zalim itu berkata: "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir". Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu; karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar). (Q.S. Al-Isra' [17]: 48, 49); b) Atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat Makan dari (hasil)nya?" Dan orang-orang vang zalim itu berkata: "Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir." Perhatikanlah, bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka, mereka tidak sanggup (mendapatkan) jalan (untuk menentang kerasulanmu). (Q.S. 25: 9)

Al-Mutslaa (انگفی): Utama. Dan firman-Nya: بطرینبکم الگفی berarti Kedudukan kamu yang utama. (Q.S. Thaaha [20]: 63)

## (الْكُثُلاَتُ) Al-Matsulaat

ُنْوَنَدُ adalah kata jamak dari مُنُونَةُ, yakni 'siksa' (al-'uquubah). Dinamakan demikian karena di antara siksa dan akibat-akibat yang ditumbuhkannya terdapat persamaan yang dapat dijadikan ibrah (pengajaran). 'I Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, وَقَدُ حَلَكُ مِنْ فَيْلِهِمْ الْمُثَلَادُةُ بِيهُ عَلَيْهِمُ الْمُثَلِّدُةُ وَلَا يَعْلَمُهُمُ الْمُثَارِدُةُ وَلَا يَعْلَمُهُمُ الْمُعْلَمِةُ وَلَا يَعْلَمُهُمُ الْمُعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُهُمُ الْمُعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُهُمُ الْمُعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُهُمُ الْمُعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُهُمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا إِلْكُوالِكُونُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَاللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ واللّهُ وَلِيمُ الللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ واللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ واللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ واللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُوالِمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُوالِمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيم

Menurut Imam Al-Maraghi *al-matsulaat* adalah bentuk jamak dari *mutslatun* (خثلة), yaitu siksaan yang pada akhirnya meninggalkan bekas

Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 2 hlm. 73; Al-Matsuulat bentuk tunggal mutslatun yakni penyerupaan dan tamsil-tamsil. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 149.





yang buruk, seperti telinga terputus, hidung terpotong, atau mata tercukil.<sup>1]</sup>

## (الْمَجِيْدُ) Al-Majiidu

Firman-Nya, ق وَالقُرْمَانِ النَّجِيدِ ; Qaaf Demi Al-Qur'an yang sangat mulia. (Q.S. Qaaf [50]: 1)

Keterangan

Al-Majiid berasal dari kata al-majdu, artinya "sangat mulia", maksudnya leluasa dalam kedermawanannya, seperti halnya orang yang mengatakan, مُجَدَبُ الإبن, yang artinya unta itu berada di tempat pengembalaan yang banyak dan luas.21 Al-Lahyaani menjelaskan bahwa almajdu menurut kalam Arab adalah mulia dan yang luas. Dan segala yang mulia adalah almajdu terpakai juga dalam menyifati Al-Qur'an, karena Al-Qur'an banyak memuat berbagai kedermawanan dunia dan akhirat. Sedangkan bentuk kedermawanannya ialah bahwasanya ia (Al-Qur'an) sebagai rahmat. Di antara bentuk rahmatnya ialah berita tentang dikumpulkannya manusia pada hari kiamat, dan dipalingkannya manusia pada hari itu dari azab neraka sebagai keberuntungan yang nyata. (Q.S. Al-An'am [6]: 12, 16)

Seorang penyair mengatakan;

"Janganlah kau anggap keagungan itu bagaikan kurma yang setiap saat dapat kau makan.

Engkau tidak akan mencapai derajat kemuliaan sebelum engkau menelan ketabahan".<sup>3]</sup>

## (الْمُجْرِمِينَ) Al-Mujrimiin

Firman-Nya, إِنَّ الْجَرِينَ فِي عَدَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 74)

Keterangan

Al-Mujrimiin adalah orang-orang jahat. Maksudnya, orang-orang yang telah mendarah daging dalam melakukan kejahatan-kejahatan, yakni orang-orang kafir.<sup>4</sup> Seperti halnya yang tertera di dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ مَعْلَنَا فِي كُلُ مُرْتِهُ أَكَابِهِ الْمِيهِ الْمِيْعَا لِيَعْكُرُوا فِيهَا Demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. (Q.S. Al-An'aam [6]: 123)

Menurut Ar-Raghib, al-ijraam pada asalnya berarti memetik buah dari pohonnya, kemudian digunakan dalam arti "kerusakan dalam bentuk apapun". Seperti kerusakan fitrah dengan kekafiran dengan segala akibatnya, berupa khurafat-khurafat dan kemaksiatan. 1

Dan berikut ini kategori mujrimiin, dengan karinah lafaz ulaa-ika, dzalika, yang antara lain;

- Firman-Nya, كَذَلِكَ مَلْكُمْ فِي فُلُوبِ النَّجْرِمِين (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 200) Maka, al-mujrimiin maksudnya ialah kaum kafir Quraisy.<sup>2</sup>
- Kaum Nabi Musa a.s. yang menyombongkan diri terhadap Allah, dan tidak mengakui bukti yang nyata yang dibawa oleh Musa. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 19)
- Orang yang berkeyakinan, "Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekalikali tidak akan dibangkitkan. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 35)
- Kaum Nabi Luth a.s., yang telah dibinasakan dengan batu-batu yang keras, disebabkan mereka melampaui batas. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 33-34); lihat juga, Q.S. Al-Hijr [15]: 58.
- 5) Mereka yang dalam kategori *mukadzdibiin* (mendustakan), yang di antaranya: enggan ruku', dan tidak percaya terhadap Al-Qur'an. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 48, 50)
- Orang-orang yang sudah kenal ayat-ayat Allah yang telah dibacakan kepadanya, namun mereka menyombongkan diri. (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 31)
- 7) Al-Mutakabbiriin (orang-orang yang sombong), yang di antaranya ialah yang hendak berlepas diri dari tanggungjawab tuntutan dari para pengikutnya: Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru

<sup>2.</sup> Tafşir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 103.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 69.

ع بي د الكامي Manzhur, Lisaonul 'Arab, jilid 3 hlm. 396, 397 maddah على الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكامية الكام

<sup>3.</sup> Syair di atas dikutip dari Al-Balaaghatul-Waadihah, hlm. 267.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 108.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 89.

## ENS

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Saba' [34]: 32, 33)

- Al-Mutokabbiriin, yakni, Fir'aun dan para pemuka kaumnya. (Q.S. Yunus [10]: 75)
- 9) Azhlaam, "yang paling zalim". Yakni, mereka yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Yang di antaranya mereka yang menyembah selain Allah dan berdalih mendapat syafaat, dengan mengatakan: "Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah". Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) di bumi?" Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu). (Q.S. Yunus [10]: 17, 18)
- 10) Munafik, baik laki-laki maupun perempuan, merekalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan maaf karena mereka kafir setelah beriman. Dan sisi lain, lantaran mereka menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat makruf. (Q.S. Taubah [9]: 62-67)

Sedangkan balasan kelak di akhirat tertera di dalam surat Ibrahim ayat 49-50, yang berbunyi: Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa (al-mujrimiin) pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin dan muka mereka ditutup oleh api neraka.

## (اَلْمُؤُوْمِي) Al-Majusiy

Al-Majusiy: Orang-orang yang menyembah bintang. (Q.S. Al-Hajj [22]: 17)

## (المُحْرَابُ) Al-Mihraab

Al-Miḥraab, di sini sama dengan madzhab menurut ahlu Kitab, yakni kamar yang terletak di depan kuil dengan dilengkapi pintu yang jalannya seperti tangga dan berbentuk cungkup. Orang yang berada di dalamnya tidak bisa terlihat oleh orang yang berada dari dalam kuil. <sup>11</sup> Sedang bentuk jamak *al-mi<u>h</u>raab* adalah *al-ma<u>h</u>aariib*, artinya tempat yang tinggi. Seperti kata penyair: وَمَاذَا عَلَيْهِ أَنْ ذَكَرْتُ أَوْاسِناً

كَغِزُلان رَمَلَ فِي مَحَارِبُبِ أَفْيَالِ

"Apa beratnya bagi si dia jika aku menceritakan saat-saat bagaikan kijangkijang gadis desa yang berada di tempattempat tinggi para pemimpin".<sup>2]</sup>

Maḥaariiba (مَخَارِسِة): Gedung-gedung yang tinggi. Sebagaimana firman-Nya, يَغْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi. (Q.S. Saba' [34]: 13)

## (مُعَرِّراً) Mu<u>h</u>arraran

Firman-Nya, زَبِّ إِنِّي نَشْرَتُ لُكَ مَا فِي بَطَانِي مُخَرَرًا Ya Tuhanku, aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). (Q.S. Ali 'imraan [3]: 35)

#### Keterangan

Al-Muharrara: yang dikhususkan hanya untuk beribadah dan membaktikan dirinya untuk-Nya, tanpa menyibukkan dirinya untuk keperluan lain.<sup>3</sup>

## (ٱلْمُخُرُومُ) Al-Ma<u>h</u>ruum

Firman-Nya, الشائل والمفروم bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 25) Maka, المفرونة, ialah orang yang sangat membutuhkan sedang ia tidak meminta-minta kepada orang lain, sehingga orang lain menyangkanya bahwa ia orang yang berkecukupan (al-faqiirulladzi la-yus'alun-naasa fa-yazhunnu annahu ghaniyyun).

<sup>1.</sup> ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 142.

<sup>2.</sup> ibid. jilid 8 juz 22 hlm. 65; ol-mihrab artinya kamar (ol-ghurfah) yang terletak ditengah-tengah rumah, salah satu tempat yang hormati, sekaligus sebagai tempat imam di masjid. Mihrab juga berfungsi sebagai tempat untuk menjauhkan diri dari manusia. Sedangkan maharib kalangan bani Isra'il ialah tempat peribadatan mereka, yang mereka duduk di dalamnya. Lihat, Thahir Ahmad Zawiy, Tartib Qomus Al-Muhitith 'olo Thoriqotti-Mishbadhul Muniir wo Asoasul-Balaaghah, Cet. Ke-4; Daar 'Aalimul-Kutub, Riyadh (1996M/1417H), juz 1 hlm. 611.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 142.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 70; Al-Kasyyaaf, juz 4 hlm. 159.





## (يُمْحِصُ) Yumahhishu (مُحَصَ

Firman-Nya, وَلِيُمَحَّصَ اللَّهُ النَّذِينَ اَمَنُوا وَبِمُحَقَ الْكَافِرِينَ, Agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang kafir. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 141)

Keterangan

Dinyatakan: نغض مغض artinya lari (haraba). "Sedang التنجيس , adalah 'membersihkan diri dari segala aib'. Dan ungkapan, بالثانر, artinya ia telah menyucikan emas dari barang-barang yang mencampurinya. Begitu juga perkataan, بالثانية بن الثانية بن yang artinya "mudah-mudahan Allah menyucikan orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa mereka". <sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, نوليَنمَعِمَنَ مَا فِي فَلُوبِكُمْ, dan membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Yakni membersihkan sangkaan-sangkaan yang tidak benar, sangkaan jahiliyah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 154)

## (مَجِيْصٌ) Mahiishun

Firman-Nya, ان منبزنا ما أجزعنا أجزعنا أم صبينا ما كنا Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. (Q.S. Ibrahim [14]: 21)

Keterangan

Mahiish artinya tempat melarikan diri; tempat menyelamatkan diri. <sup>3]</sup> Ayat tersebut sebagai gambaran tentang orang-orang yang telah diputus untuk masuk neraka. Dan mereka di dalamnya tidak dapat keluar dan lari menghindar.

## (مُحْصِنَاتُ) Muhshanaat

Firman-Nya, وَالْخُصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَ مَا مَلَكُمْ . dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. (Q.5. An-Nisaa' [4]: 24)

keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa المُعْصِنَاتُ adalah kata jamak dari المُعْصِنَاتُ, yakni wanita yang bersuami. Dan dikatakan, المُعْسِنَاتِ اللهُ اللهِ

Mu'jam Al-wasiith, juz 2 bab mim hlm. 855.

2. Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 67.

3. Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 143.

مرمننا وحمنة مراكبة, apabila wanita tersebut terpelihara. Orang yang terpelihara itu disebut خاصن، خاصنة حاصن، خاصنة للتراة , apabila wanita itu telah bersuami, karena dia dalam pemeliharaan dan perlindungan suami. Dan, اخصنتها الفلها , berarti keluarga mengawinkannya. Dan Muḥshanaat yang tertera di dalam firman-Nya: الفومنات أن يَنجُعُ القَحْمَاتُاتِ (Q.S. An-Nisaa' [4]: 25), adalah wanitawanita merdeka.

## (اللَّحْتَظر) Al-Mu<u>h</u>tazhir

Firman-Nya, إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْتِحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَيْشِيم. Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang. (Q.S. Al-Qamar [54]: 31)

Keterangan

Al-Muhtazhir (التَّعَنظِر) adalah orang yang membuat kandang binatang, lalu berguguran darinya beberapa bagian dari kandang tersebut dan tercerai berai ketika dibuat.<sup>3</sup>i

## (مَحُظُورًا) Ma<u>h</u>-zhuura

Firman-Nya, وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَئِكَ مَحْطُورا (Q.S. Al-Israa' [17]: 20) Maka, *mahzhuura* maksudnya ialah dicegah dari orang yang menginginkannya.<sup>4</sup>

## (يَمْحَقُ) Yam<u>h</u>aqu (مَحْقَ) Ma<u>h</u>aqa

Firman-Nya, ثيفعق الله الرَبَا وَبُرِي الصَّدقاتِ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. . . (Q.S. Al-Bagarah [2]: 276)

Keterangan

Dinyatakan: مَحَقَ الثَّبَيْ مَحَقَا. Yakni berkurang dan merusaknya. Dan dikatakan: مُحَقَى اللهُ الْعَمَل yakni hilang keberkahannya. <sup>51</sup> Dan di antaranya perkataan: الْمُجَاقُ فِي الْهِلاَلِ, yakni akhir bulan qamariyah, karena hilal sudah hilang dari pandangan, hampir tak terlihat. Dikatakan;

<sup>1</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 Nm. 4 ; lihat juga, Mu'jom Mufradat Alfoozhil Qur'an, Nm. 120.

Ibid, Al-Kalbi menjelaskan, bahwa al-lhshqonu mempunyai empat arti. 1) Al-Isloomu (menyerah, pasrah). 2) Al-Hurriyyatu (kebebasan, kemerdekaan), 3) Al-Affofu (menjauhi perkara yang tidak baik, obat), dan 4) Al-Tojowwozu (pernikahan). Lihat, At-Toshil li 'Uluumit-Tozili, juz 1 him 18

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 89, lihat juga, Mu'jam Mufradat Alfaathil. Qur'an, hlm. 122.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 22.

<sup>5.</sup> Mu'yam Al-Wasiith, juz 2 bab mim hlm. 856.





بكفة, yakni berkurang dan hilang keberkahannya (ingashaa-hu wa adzhaba barakatu-hu). Kata ini berkaitan dengan riba. Maksudnya, Allah menjanjikan hilangnya keberkahan orang yang melakukan praktek riba. أ

## (مُحْكَمَةُ) Mu<u>h</u>kamat

Kata مُخكمة, asalnya dari أحكم الشَيْنِ, artinya mengikat dan merapikannya. Maka ayat-ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan jelas, dapat dipahami dengan mudah. المُحافظة وما أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ مِنْ رَسُولِ ولا نَبِي إِلا إِذَا تَبَنَى Seperti kata Yuhkimu: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نَبِي إِلا إِذَا تَبَنَى الشَّيْطَانُ ثَمْ يُحْكِمُ اللَّهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ ثَمْ يُحْكِمُ اللَّهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ ثَمْ يُحْكِمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ وَكِيمٌ وَلِيهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ (Q.S. Al-Hajj [22]: 52) maksudnya ialah menjadikan ayat-ayat yang tetap dan pasti (muhkamaat) sehingga tidak dapat ditolak sama sekali. Lihat juga, المُحكماتُ Ayat-ayat yang muhkamat. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 7)

## (مُحِيطٌ) Mu<u>h</u>iith

Firman-Nya, وَاللّهُ مِنْ وَرَايَهِمْ مَجِيطٌ: padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. (Q.S. Al-Buruj [85]: 20)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa penyebutan kata اَفَا di dalam Al-Qur'an yang dilafazkan dengan مُعَيْطَةٌ وَمُعَيْطً Sedangkan Muhiith, maksudnya ialah mereka berada dalam genggaman dan kekuasaan-Nya (hum fii qabdhatihi wa khauzatihi), dan dikepung dari segala penjuru, sehingga tidak ada jalan untuk lari dari padanya.

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa ayat tersebut dimaksudkan agar beliau saw. tidak kaget dan kecewa atas keingkaran yang selalu mereka kedepankan secara berkepanjangan. Karena mereka tidak bisa lepas dari kekuasaan-Nya, yang memiliki otoritas sifat berkehendak untuk membalas sikap ingkar mereka. <sup>5)</sup>

## (الْمِحَالُ) Al-Mi<u>h</u>aal

Al-Miḥaal ialah mengatur tipu daya terhadap musuh. Dikatakan, معن فلانً بفلان, berarti 

## (مُجلَّهُ) Ma<u>h</u>illah

Firman-Nya, وَلاَ تَعْلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَيْ مَجِلَةُ ...dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 196)

#### Keterangan

Maka نجِل الْهَدَى adalah hari penyembelihan (yaumun-nahr) yang bertempat di Mina.<sup>31</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, نَكُمَ هُمُ عَالَمُهُا إِلَى الْبَيْتِ الْعَبِيقِ Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah). (Q.S. Al-Hajj [22]: 33)

#### (مُحَا) Mahaa

Firman-Nya, وَجَعَلْنَا اللَّيْنَ وَالنَّبَارُ ءَايِنَيْنِ فَنَحُوْنَا ءَايَةُ اللَّيْنِ وَجَعَلْنَا ءَايَةُ النَهارِ مُبْصِرَةً dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang... (Q.S. Al-Isra' [17]: 12)

#### Keterangan

Al-maḥwu adalah kata bentuk masdar dari maḥaa (معا بنغو نغوا) ialah izaalatul-atsri (الانر) (hilangnya jejak). Di antaranya dikatakan terhadap angin utara (asy-syamaal) dengan Maḥwah karena ia menghilangkan awan dan bekas-bekasnya.

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, *Tafsır. Ahkam*, jilid 1 hkm. 383-384;lihat juga, *Tafsir.* Al-Maraghi, illid 2 juz 4 hlm. 63

Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm 93: Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Catatan Kaki no. 183 hlm. 76

<sup>3.</sup> fbid, jilid 6 juž 17 hlm, 127

<sup>4</sup> Ibid, jilid 10 guz 30 hlm. 106.

Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 107.

<sup>1.</sup> Ibid, Jilid 5 Juz 13 hlm. 80, Al-Mihaal: Al-'Uquubah (siksa). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 150.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 484; dinyatakan bahwa di-mihaof maknanya antara lam: di-kaidu (tipu daya), di-quwwafi (kekuatan), di-iqoob minolioofi (siksa diri Allah), dan di-todbiir (merenung, berencana). Lihat, Mu'jom. Al-Wosiith, puz 2 bab min hlm. 356.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab ha' him. 194.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm, 484; dikatakan: معا الشَيْرَ مَعوا , yakni hilang jejaknya. *Mu'jam Ai-Wosilth*, juz 2 bab mim hlm. 856,

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapun firman-Nya, وَيْحَقُ الْعَقَّ الْعَقَّ ...dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimat-Nya... (Q.S. Asy-Syuura [42]: 24)

Yakni hilang, kebatilan tidak dapat berpengaruh sama sekali ketika ditampakkan kebenaran-Nya. Atau setelah datangnya kebenaran maka kebatilah sirna.

#### (مَحيْصًا) Mahiishan

#### (مُخْتَالاً) Mukhtaalan

Firman-Nya, إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَلَاً فَخُورًا . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.S. An-Nisa' [4]: 36)

Keterangan

الْكَفْنَان Al-Yazidi menjelaskan bahwa الْكَفْنَان adalah sombong (dzul-khuyala' wal-kibru). Menurut Ar-Raghib, الفيلا ialah membanggakan diri dengan memamerkan kelebihannya kepada orang lain (at-takabburu 'an yakhillu fudhlatun turatsu lil-Insani minan nafsi).<sup>1]</sup>

## (مُخْزى) Mukhziy

Firman-Nya, وَأَنَّ اللهُ لَغَرِي الْكَافِرِينَ. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Arti selengkapnya: Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. (Q.S. At-Taubah [9]: 2)

Keterangan

Di dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya yang dikeluarkan oleh Depag menjelaskan sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad saw. dengan orang-orang musyrikin. Di antara isi perjanjian itu ialah tidak ada peperangan antara Nabi Muhammad saw. dengan orang-orang musyrikin, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf sekeliling Ka'bah. Allah Swt. membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan kepada kaum

muslimin memerangi kembali. Maka turunlah ayat ini dan kaum musyrikin diberi kesempatan 4 bulan lamanya di tanah Arab untuk memperkuat diri. <sup>1</sup>

## (مَخْطُوُذٌ) Makh-dhuudzun

Firman-Nya, إِنْ سِنْرِمُغْضُونِ: Berada di antara pohom bidara yang tidak berduri. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 28)

Keterangan

Makhdhuud adalah pohon duri.2]

## (الْتُحْضَرِين) Al-Mukh-dhariina

Firman-Nya, وَلَوْلاَ بَعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُضَّرِينَ Jikalau tidak karena karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka). (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 57)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa التُفَصَرِينَ maksudnya ialah orang-orang yang diseret ke neraka.<sup>3</sup>

#### (مُخْلَصِينَ) Mukhlishiin

Firman-Nya, وَمَا أَمِرُوا الْأَلِيْعَيْدُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ البَيْنَ, Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta `atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.... (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 5)

Keterangan

Al-Ikhlash ialah melakukan suatu pekerjaan dengan ikhlas, hanya karena Allah Swt. semata, dan di dalam melakukan pekerjaan, tidak menyekutukan Allah. dan ikhlaashu diinillaah: membersihkan diri dari kotoran musyrik. Di dalam kitab Nuzhatul Muttagiin dijelaskan, bahwa ikhlas kepada Allah dalam beramal adalah salah satu syarat diterimanya amal, karena Allah Swt. tidak menerima suatu amal melainkan sematamata ditujukan kepada-Nya, Yang Maha Mulia. Imam Al-Jurjani memberikan definisi bahwa iklas adalah meninggalkan sifat riya' dalam berbagai

<sup>5.</sup> Nuzhatul Muttagin 'ala Syarh Riyaadhush-Shaalihiinmin Kalaami Sayyidil Mursalin, juz 2 hlm. 20.



Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 162; (bnuł Yazidi, Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 48.

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an don Terjemahnya, catatan kaki, no. 627 hlm. 277.

Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 138; Az-Zamakhsyari menjelaskan, منت الشعرة فحتى (memotong durinya). Asaasul Balaghah, hlm. 165.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 58.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 212.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

ketaatan, karena amal yang disertai dengan riya' adalah syirik. Sedangkan ikhlas secara istilah adalah membersihkan hati dari berbagai kotoran. Dan bila telah bersih dari kotoran dan noda maka keadaan tersebut disebut khaalishan, sedang perbuatan orang yang mukhlis disebut ikhlas. Seperti susu yang keluar antara tahi dan darah, lantaran tidak bercampur dari keduanya maka ia (susu) telah bersih dan dapat diminum dengan segar oleh peminumnya. Sebagaimana disyaratkan dalam bunyi ayat: نيو قري وَدَم تَيْنَا خَالِصًا سَابِعًا لِلمُأْلِينَ (Q.S. An-Nahl [16]: 661.11

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa almukhlish adalah orang yang meng-Esakan
Allah Swt. secara murni. Oleh karenanya pada
ayat qul huwallaahu ahad dinamakan surat
Al-Ikhlaash. Ibnu Al-Atsir berkata: Dinamakan
demikian karena membersihkan sifat-sifat Allah
dan mensucikannya. Atau karena lafaz-lafaz
yang ada di dalamnya memurnikan ketauhidan
Allah, sedang kalimatut-ikhlaash adalah katimat
tauhid.<sup>21</sup>

Di antaranya ialah Musa a.s., dinyatakan mukhlashan, "yang dipilih", "الإلك المولا لله المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المولا المول

Dari paparan ayat dan definisi baik secara bahasa maupun secara istilah yang dkemukakn oleh para ulama di atas, maka ikhlas dimaksudkan dengan mengerjakan perbuatan yang tidak disertai riya', syirik, dan bercirikan selalu mengingatkan negeri akhirat sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul Tuhan.

## (مَخْمَصِةٌ) Makhmashatun

Firman-Nya, وَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِينِهُمْ طَمَّا وَلاَ نَصِينِ وَلاَ ....Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah.... (Q.S. At-Taubah [9]: 120)

#### Keterangan

Makhmashatun adalah kelaparan yang membuat perut merana. أَرْجُلُّ خَابِصٌ Dikatakan: رُجُلُّ خَابِصٌ yakni lelaki yang kurus, dan, اُخْمَصَ الْقَدَمِ yang berarti kurus kakinya. أَوْمَا الْعَدَمِ

## (المُغَاضُ) Al-Makhaadh

Al-Makhaadhu ialah rasa sakit ketika anak bergerak untuk keluar dari dalam kandungan.<sup>3)</sup> Peristiwa ini dialami oleh Maryam binti Imran sewaktu hendak melahirkan, 'Isa a.s., sebagaimana diceritakan dalam firman-Nya, sebagaimana diceritakan dalam firman-Nya,

## (الْمُدَبِّرَاتِ) Al-Mudabbiraat

Firman-Nya, قَالْتَبَوْرَاتُ أَمْرًا (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 5)

#### Keterangan

Al-Mudabbiraat ialah malaikat yang diberi amanat memikirkan perkara-perkara. <sup>41</sup> Sedangkan al-mudabbiraati amraa: Planet-planet yang mengatur urusan alam bumi dengan menampakkan berbagai tanda seperti peredaran bulan yang memberikan pengertian kepada kita tentang bilangan hari dalam sebulan. <sup>51</sup> Dalam ayat ini diungkapkan kata "mengatur", karena hal ini merupakan penyebab utama bagi segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan.

## (ٱلْمُدَيِّرُ) Al-Mudats-tsir

Firman-Nya, يَاثِيا الْلَّذِينِ: Wahai orang-orang yang berselimut. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 1)

#### Keterangan

Al-Muddatstsir asal katanya ialah almutadatstsir (الْلَتَدَبَرُة), yaitu orang yang berselimut pakaiannya. Maksudnya, menutup dirinya

<sup>1.</sup> Al-Jurjani, Kitab At-Ta'riifoat, hlm. 13.

غ ل س 2. Lisaonul 'Arab, jilid 7 hlm. 26 maddah غ ل س

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 16 him. 60.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 2 juz 6 hlm. 55.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 160.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 6 juz 16 hlm. 43.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 166.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 22.





dengan pakaiannya untuk tidur atau untuk menghangatkan diri. Sedang ditsar adalah nama bagi segala yang dikenakan. Menurut Ar-Razi, ad-ditsaar, dengan dikasrahkan adalah pakaian penutup sampai di atas rambut. Dan مَدْ نَعُنْدُر (menyelimuti dengan kain sampai di atas rambut).

#### (مَدْخُورًا) Mad-huuran

Firman-Nya, ئَمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ بِمِبُلافَا مَدْمُومًا مَدْخُورًا ...kemudian Kami adakan baginya jahannam yang ia kan masuk padanya dalam keadaan tercela dan terusir. (Q.S. Al-Israa' [17]: 18)

#### Keterangan

Madkhuuran ialah yang terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. <sup>3</sup> Yakni orang yang masuk jahannam adalah orang yang terusir dari rahmat Allah. Merupakan balasan orang yang menghendaki kehidupan dunia (yuriidul 'aajilah). Dan kebalikannya ialah orang yang menghendaki kehidupan akhirat (araadal akhirah) sedang ia beriman maka usaha mereka akan diganjar dengan surga. (ayat ke-19) Baca Duhuuran.

## (مَدُّا) Maddan

Firman-Nya, فَنْ مَنْ كَانَ فِي الطَلْالِةِ فَلْيَمْلَدُ لَهُ الرَّحْمَىٰ (Barangsiapa yang berada dalam : "Barangsiapa yang berada dalam kesesatan, Maka biarkanlah Tuhannya yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya.... (Q.S. Maryam [19]: 75)

#### Keterangan

Dikatakan: مثر الثبر, apabila sungai tersebut mengalir. Dikatakan untuk setiap sesuatu yang dimasukkan semisalnya lalu menjadi banyak berarti maddahu yamudduhu maddan. Dan begitu pula perkataan مَدُ الثَّهَارَ مِدُ الثَّهَارَ مِدُ , yang berarti sinarnya rata ke penjuru bumi. Misalnya: وَإِذَا (Q.S. Al-Insyiqaaq [84]: 3) Maka, Muddat maksudnya ialah menjadi rata karena gununggunungnya telah musnah. Sehingga bumi tampak rata. Tidak ada dataran tinggi ataupun rendah.

Sedangkan Fal-yamdud pada surat Maryam tersebut di atas maksudnya ialah biarlah Allah menangguhkan dengan memberinya umur panjang dan kemampuan untuk melakukan segala perbuatan. <sup>1</sup> Abu Ubaidah mengatakan bahwa orang Arab mengatakan untuk tiap-tiap sesuatu yang panjang dan tak terputus-putus dengan mamduudah. <sup>2</sup>

Berikut maksud kata madda dengan berbagai perubahan bentuk kata-katanya antara lain:

- 1) Firman-Nya, اَلْنَ يَكْفَهُ مِلْكُمْ بِثَلَاثَةِ وَالأَتْفِ مِنْ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 124) Maka, alimdaad ialah memberikan sesuatu fase demi fase <sup>3)</sup>
- Firman-Nya, أَنِي مُمِدُّكُمْ مِأْلَفِ مِنَ الْلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (Q.S. Al-Anfaal [8]: 9) Maka, Mumiddukum berarti menolong dan menyelamatkan kamu sekalian. <sup>4</sup>
- 3) Firman-Nya, المنتخبّ مَا يَقُولُ وَنَفَدُ لَهُ مِنَ الْعَدَّابِ (Q.S. Maryam [19]: 79) Maka, Namuddu lahu minal-'azhaab maksudnya ialah Kami akan memperpanjang azab yang dia berhak menerimanya. Begitu juga yamuddu dimaksudkan dengan memberi tempo yang panjang kepada mereka, dan memberi angan-angan kepada mereka, seperti yang tertera di dalam firman-Nya, اللهُ بَسَهَرَى بِمَ وَيَعَدُعُمُ فِي طَعْبَاتِهُمْ يَعْمَنُونُ بِهِمْ وَيَعْدُعُمْمْ فِي طَعْبَاتِهِمْ يَعْمَنُونُ بِهِمْ وَيَعْدُعُمْمْ فِي طَعْبَاتِهِمْ يَعْمَنُونُ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 15) yang asalnya adalah أنوتان (tambahan). الإعادة
- 4) Firman-Nya, ولاتفندُنْ عَبْنَيْك إِلْيَ مَا مَتْعَنَا بِهِ (Q.S. Thaaha [20]: 131) Maka, La-tamuddanna 'ainaika' maksudnya ialah janganlah kamu memandang dengan tajam karena senang dan dengan maksud membaikkan. <sup>7]</sup> Maka, مَذْ عَبْنَيْهِ الْيَ مَالِ فَلاَنِ Aka, yang berarti menginginkan dan menganganangankan harta benda si fulan. <sup>8]</sup>

Sedang firman-Nya, باللائكة وتُكَمّ بِنْكُمْ بِنْكُمْ بِنْكُمْ بِنْكُمْ بِنْكُمْ بِنْكُمْ بِنْكُونِينَ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 202) Maka, al-maddu dan al-imdaod, adalah menambah sesuatu yang sejenis. Sedang dalam Al-Qur'an kata-kata ini dipakai untuk arti "menciptakan dan

<sup>8.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 43.



<sup>1.</sup> Ibid, jılıd 10 juz; lihat juga, Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 166.

<sup>2.</sup> Lihat, Muhtoorush-Shirhhoah, hlm. 198 maddah 525.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm 22.

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 3 hlm. 397 maddah 223

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab mim hlm. 857.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm 88; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm

<sup>1.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 76.

<sup>2.</sup> Asy-Syaukani, Op. Cit., jilid 5 hlm 152.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm. 50.

<sup>4.</sup> Hold, plid 3 juz 9 hlm 172.

<sup>5.</sup> *Ibid.* jilid 6 juz 16 blm. 80.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 146.

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 163

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



membentuk". Seperti firman-Nya, نومُوالَّذِي مَدُ الأَرْضُ (dan Dia-lah yang telah menciptakan bumi". (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 3); begitu juga: اللَّمْ مُن إلى رَبِك "Apakah kamu tidak memperhattikan (penciptaan) Tuhanmu bagaimana Dia membentuk bayang-bayang. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 45)

Sedang Mamduudan berarti "banyak".<sup>2]</sup> Di antaranya menjadi sifat dari kata maal, misalnya: وَجَعَلْتُ لَهُ عَالاَ مَثْرُودًا Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 12)

Sedangkan Al-Midaad berarti alat untuk memanjangkan sesuatu; secara khusus dalam arti "tinta". Misalnya, نولو جننا بمثله منذا ...meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (Q.S. Al-Kahfi [18]: 109); dan: والنُعَرْ مِنْ بَعْيَهِ مَنْيَعَةُ أَبْعَيْ ...ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi). (Q.S. Luqman [31]: 27)

Maka *Yamuddu*, di dalam ayat tersebut adalah *yaziidu fiihi* (ditambahkan padanya). Dikatakan, ننڈ فنزك Tambahkan airnya. Dan misalnya, ننڈ فلائك Celupkanlah pena ke dalam tinta. Maksudnya, menambahkan isi pena itu. 41

#### (مُدَّكِر) Muddakkir

Auddakkir: Orang yang mengambit pelajaran. Firman-Nya, وَنَقَدُ يَسُرُهَا الْفَرَاءَانَ لِلإَكُمُ فَهَانَ مِن dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? (Q.S. [54]: 22); asal muddakir adalah mutadakir, lalu dibuang ta'nya dan diganti dengan dal yang ditasydidkan, menjadi Muddakkir (المذكر); muddakkir adalah isim fail (pelaku) berasal dari wazan ifta'ala, yang artinya "mengingat". Makna secara bahasa, "ingat", ditunjukkan oleh ayat, المنكر بقد أله وقال الذي نجا منها. وتذكر بقد أله وقال الذي نجا منها. وتذكر بقد أله وقال الذي الله وقال الذي الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله

## (مِدْرَاراً) Midraaran

Firman-Nya, وَأَرْمَنْكُمُ السَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْوَارَةً Dan Kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka. (Q.S. Al-An'am [6]: 6)

#### Keterangan

Al-Midraar artinya "sangat deras". Pada asalnya, kata ini menyifati susu yang sangat deras. Orang itu mengatakan: دُرُتِ السُّمَا، تَعَرُفُهِمْ دَارُ , yakni ditujukan terhadap kambing yang banyak sekali mengeluarkan air susunya. " Sedangkan maksud midraara pada ayat tersebut adalah siksa berupa hujan lebat yang menyebabkan naiknya air sungai ke perkampungan mereka lalu mereka menjadi binasa. Demikian balasan orang-orang yang melecehkan agama (mustahzi'uun), dan mereka yang sengaja kufur meski telah datang bukti kebenaran kepada mereka dengan adanya kitab yang terulis di atas kertas. (ayat ke-5, 6, 7)

#### (مُدْهَمَتَانِ) Mud-hammataani

imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa نشفتنان adalah keduanya berwarna hijau tua. Karena warna hijau tua itu apabila bersangatan, maka tampak kehitam-hitaman dikarenakan terlalu banyak memuat air atau lainnya. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 64)

## (مَدِينُونَ) Madiinuun

Firman-Nya, أَبُنُ مَيْنَا وَكُنَّا نُرَائِ وَمِطَاعًا أَبْنَا لَنَبِيْونَ Apakah pabila kita sudah mati, dan kita jadi tanah dan (tinggal) tulang-tulang, bahwa kita akan diberi ganjaran?" (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 53)

#### Keterangan

artinya orang yang diberi balasan.<sup>3</sup> Begitu juga firman-Nya, مُنْوَلا إِنْ كَنْتُمْ غَيْرَ مِدِينِين (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 86) maka, madiiniin falah orang-orang yang dihisab dan diberi balasan, atau orang yang dimiliki dan dikuasai. Yakni dari kata-kata, دَانَ الْمُنْلُطَانُ الرَّغِية , raja itu menguasai rakyat dan memperhamba mereka.<sup>4</sup>

## (مَذْءُومًا) Madz-uuman

Firman-Nya, ثال اخْرَجْ مِنْهَا مُدْعُومًا مِدْخُورًا: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 18)

<sup>4.</sup> *ibid*, jihd 9 juz 27 hlm. 153.



<sup>1</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 149

Di dalam Mu'jam dinyatakan: mamduudoo. maalun mamduud: katsiii (banyak). Lihat, Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab mim hlm. 861; Tafsır Al-Maraghr, jilid 10 juz 29 hlm. 128.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 24.

<sup>4.</sup> Ibnul Yazidi, Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, nim. 142.

<sup>1.</sup> Ibid. jilid 4 juz 12 hlm. 46; penjelasan tersebut diambil dari surat Houd [11]: 52.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 128; lihat juga, Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 175.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 8 juž 23 film. 58.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Dikatakan, وَمُنْكُ أَوُمُهُ وَلَهُمُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَهُمُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَهُمُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُ وَلَمُهُمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّ

## (مُذُعنينَ) Mudz-'iniin

Firman-Nya, وَإِنْ يَكُنُ لَهُمُ الْحَقَّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِينِ Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh. (Q.S. An-Nuur [24]: 49)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, مَنْعِين maksudnya, dalam keadaan patuh (munqadiin). Dan dikatakan: نَافَةٌ مُنْفَدَةٌ), yakni unta penurut (نَافَةٌ مِنْفَانٌ). <sup>21</sup> Dan dikatakan pula: أَذْعَنْ لَهُ وَمُوْ لَهُ مَنْجُنٌ. apabila tunduk (مَنْمَن وَاثْقَادٌ), yakni أَقْرُبِه mengakui kebenarannya). <sup>31</sup>

#### (مَذْمُوُمٌ) Madzmuumun

Firman-Nya, مَنْمُومًا مَخْتُولًا: Tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). Arti selengkapnya berbunyi: Janganlah kamu adakan tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah). (Q.S. Al-Isra' [17]: 22)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa مَذْنُومَ adalah golongan orang yang patut dicela baik oleh para malaikat atau orang-orang mukmin. Sebagaimana orang yang menjadikan sekutu bagi Allah. <sup>4</sup> Baca: *Khadzala (Makhdzuulan)*.

#### (مَرِنْنَا) Marii-an

Firman-Nya, غنينا مرتنا sedap lagi baik. Yakni, jenis sifat yang menyertai pemberian maskawin dari suami kepada istri. Sebagaimana firman-Nya, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 3)

#### Keterangan

Al-Mariiyu (نَدُونَ) adalah tempat berjalannya makanan dan minuman dari tenggorokan menuju lambung (tempat makanan) dan مُقَامُ مَنِيّ makanan yang nikmat dirasakannya.<sup>1</sup>

## (الْكُرْء) Al-Mar'u

Firman-Nya, يَيْنَ الْمُزِءِ وَزُوْجِهِ: Antara suami dan istrinya.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 102)

#### Keterangan

Sedang اَمُرِي berarti seseorang, yakni berlaku umum. Misalnya, اَنْ الْوَ امْرِيَ مِثْهُمُ مَا اكْتَمَتِ مِنَ Tiaptiap orang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan.... (Q.S. An-Nuur [24]: 11)

Begitu juga firman-Nya, کُلُ اَمْرِيَ بِمَا کَسَبَ رَمِينَ ...tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 21)

Sedangkan انرائق: Istriku, yakni istri Nabi Zakaria. Sebagaimana firman-Nya, وَفَدُ بَلَغَيْ الْكِيرُ ...sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 40)

Dan امُرَاتَك: Istri Nabi Luth. Sebagaimana firman-Nya, ولايَلْتَهِنْ مِنْكُمْ أَخَدُ إِلاَ مَرَاتَك ...dan janganlah salah seorang kamu yang tertinggal kecuali istrimu.... (Q.S. Huud [11]: 81)

## (مَرْجَ) Maraja

Firman-Nya, نَّمَحَ الْبُغَرِّيْنِ يَلْتَقِيَانِ: Día membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, (Q.S. Ar-Rahman [55]: 19)

#### Keterangan

Marajal-Baḥraini, artinya membiarkan dua laut mengalir. Terambil dari kata-kata, مَرْجَتْ , artinya saya melepaskan binatang di tempat pengembalaan.<sup>3)</sup> Maarij adalah yang

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 110.



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 179.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 181; Tofsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 120.

<sup>3.</sup> Asoosul-Boloaghah, bab dzal film. 205.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 31

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab mim hlm. 860.

<sup>2.</sup> Ibid, juz 2 bab mim hlm. 860.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



keluar dari api. Dikatakan: مَرَجَ الْأَمِيْرُ رَعِيْنَهُ, apabila membuat permusuhan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang dipimpinnya. <sup>1</sup>J

Adapun مَنَ الْفَتَمُ فِي الْأَصْنِيَهِ، goncang. Sebagaimana orang yang mengatakan, مَنَ الْفَتَمُ فِي الْأَصْنِيهِ، artinya "cincin itu bergoyang-goyang pada jarinya (karena jarinya kecil)". <sup>2]</sup> Sedang. وَاَمْرُ مَنِهِ فَيْ الْمُرْمَنِيعِ adalah dalam keadaan kacau (mukhtalathun multabis). Dikatakan, اَمَنَ أَمْرُ النَّاسِ : Urusan manusia itu telah hancur berantakan. <sup>3]</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, بَنْ كَذُبُوا بِالْحَقِ لَنَا اَجَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ كَانُهُوا بِالْحَقِ لَنَا اَجَاءُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ . Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. (Q.S. Qaaf [50]: 5)

## (مُرْجَوُنَ) Murjauna

Firman-Nya, وَمَاخُرُونَ الْأَمْرِ اللهُ إِمَّا يُعَدِّيُهُمْ وَإِمْا يَقُولُ . Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah [9]: 106)

Keterangan

Dikatakan bahwa kata ئۇزۇن ونۇرۇن. yakni terdapat 2 cara membacanya. Artinya, ditangguhkan. Orang mengatakan, ئۇزىدى ئائىزى ئۇزۇرۇپئۇ yang artinya saya menangguhkan urusan itu. <sup>51</sup> Begitu juga kata *Arjih akhaahu* yang tertera di dalam firman-Nya, خائىرىن قالوا ئۇزچە ۋاخاد ۋاپغىڭ فى الكتابى (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 36) maksudnya, tangguhkanlah urusan mereka berdua dan jangan bunuh mereka, khawatir akan muncul fitnah.<sup>1</sup>

## (مَرْجَانُ) Marjaan

Firman-Nya, كَأَنْهُنْ الْيَافُوتُ وَالْرَجَانُ: seakan-akan bidadari itu permata yaqut dan marjan. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 58)

Keterangan

Sebuah kata yang melukiskan indahnya bidadari surga. Menurut Imam Al-Maraghi, bahwa seolah-olah bidadari-bidadari itu seperti mutiara yang kecil.<sup>21</sup>

#### (مَرَحًا) Mara<u>h</u>an

Firman-Nya, وَلاَ نَسُلُو فِي الْأَرْضِ مَرْحًا: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. (Q.S. Al-Isra' [17]: 37)

Keterangan

Al-mar<u>h</u>u ialah syiddatul far<u>h</u>i wattawassu' fiihi (sangat bangga dan semena-mena). Sedang mara<u>h</u>an dibaca mari<u>h</u>an, yang berarti fari<u>h</u>an wa mar<u>h</u>an sebagai kata-kata heran.<sup>3</sup> Dan disebutkan pula di dalam surat Maryam [19]: 74, serta surat Luqman [31]: 18.

## (مَرَدُّا) Maradda

Firman-Nya, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرَ عِنْدَرَبِكَ ثَوْابًا وَخَيْرَ ...dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. (Q.S. Maryam [19]: 76)

Keterangan

Dinyatakan: مَرَدُ اَلاِئْسَانُ - مُرُودُ اَلْإِنْسَانُ - مُرُودُاً , artinya melampaui batas. Dan مَرَدُ عَلَى الشُرَوْعَلَى الْبَفَاقِ , yakni terus menerus menjerumuskan ke arah kejahatan dan kemunafikan. الاجتماع Firman-Nya, وَمِثَنَ حَوْلَكُمْ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَمِثْ أَهْلِ الْنَدِينَةِ مَرْدُوا عَلَى اللّهْقَاقِ (Q.S. At-Taubah [9]: 101) Maka, Maraduu maksudnya ialah mereka terbiasa dan ahli. أَا

Sedang firman-Nya, وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَ شَيْطَانًا مَرِيدًا (Q.S. An-Nisaa' [4]: 117) Maka, غُرِدًا, berasal dari kata, مَرَدُ عَلَى الشَّيْنِ, yakni, seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu, sehingga ia mengerjakannya

<sup>1.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 204.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 151.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 204.

Shafwoatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 73; Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 166.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 20.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 56 lihat juga (Q.S. Al-A'raaf (7]: 111).

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 123.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 486.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab mim hlm. 861.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 4 juz 11 hlm. 10.





tanpa bersusah payah. Yang dimaksud di sini adalah kelaziman dalam menyesatkan, atau keluar dan enggan untuk melaksanakan ketaatan.<sup>13</sup>

Adapun الثارة والنولة: Orang yang telanjang dari kebaikan. Misalnya perkataan orang-orang Arab: شَجْرَ اشْرَادٌ , yang artinya pohon yang telanjang dari daun-daunnya. Ar-Raghib mengatakan bahwa almaarid dan al-mariid adalah berlaku pada setan, jin, dan manusia yang kosong dari kebaikankebaikannya sama sekali. Sebagaimana firmankebaikannya sama sekali. dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syetan yang sangat durhaka. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 7)

## (مَرْضٌ) Maradhun

Firman-Nya, نَى قَلَوْمِهُ مَرَضُ: Di dalam hati mereka ada penyakit. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 10)

Keterangan

Maksud *maradhun* dalam ayat tersebut, ialah شق ونهاق, yakni keragu-raguan dan kemunafikan. Ali bin Abi Thalib berkata:

"Sesungguhnya keimanan muncul dengan bintik berwarna putih di hati, Maka setiap keimanan bertambah Maka bertambah putih pula hatinya dan seluruh hatinya menjadi putih bersih. Dan sesungguhnya kemunafikan muncul bintik yang berwarna hitam di hati, Maka setiap kemunafikan seseorang bertambah Maka bertambah hitam pula hatinya hingga menjalar ke seluruh hatinya. Demi Allah, andaikata dibelah hati seorang mukmin pasti didapatinya putih bersih, dan andaikata dibelah hati orang munafik maka pasti didapatinya hitam pekat". 1

Yakni, ungkapan yang dipinjam untuk arti rusaknya akidah-akidah mereka, baik berupa keragu-raguan, kemunafikan, ataupun berupa penentangan dan kedustaan. Maknanya, hati mereka telah rusak, tidak ada pedoman yang kuat, taufik dan perlindungan. Ibnu Faris mengatakan bahwa *al-maradh* adalah setiap yang keluar dari manusia dari batas sehat karena penyakit atau kemunafikan atau berkurang urusannya.<sup>5</sup>J

Menurut Ar-Raghib, al-maradh adalah keluar dari kelurusan yang secara khusus berkaitan dengan tingkah manusia. Seperti ditunjukkan oleh sebuah ayat: أَنِي قُلُوبِهِمْ مَرْضُ أُم ارْتَابُوا امْ يَعْافُونَ (Q.S. An-Nuur [24]: 50) Maradhun dimaksudkan dengan kerusakan dari asal fitrah yang mendorong mereka untuk sesat. Dan juga firman-Nya, لِيُخِعْن (Q.S. Al-Hajj [22]: 53) Maka, Maradhun maksudnya ialah keragu-raguan dan kemunafikan.

Adapun مَرْضَ berarti dalam keadaan sakit. Yakni gangguan (kesehatan) yang menimpa badan seseorang. Misalnya, وَمَنْ كَانْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدُةٌ مِنْ أَيَّامٍ : dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 184)

## Al-Mirratu (أَلِيَّةُ)

Firman-Nya, دُو مِرْةٍ فَاسَتَوَى Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asti. (Q.S. An-Najm [53]: 6)

Keterangan

Al-Mirratu (البَيَّة), dikasrahkan mimnya artinya Kekuatan (al-quwwatu). Qutrub mengatakan: Orang Arab mengatakan tentang setiap yang sehat pikirannya dengan dzuu mirrah (فَوْ مِنَّةَ). العامل Yazidi menjelaskan bahwa dzuu mirratin, adalah dzu syiddatin (yang mempunyai kekuatan). Demikian yang dikatakan oleh Mujahid. selanjutnya, di antaranya, tali yang amat kuat pintalannya (muhkam) dinyatakan dengan hablun mumarrin.

## (مَرُّ) Marra

Firman-Nya, ثلث المرافعة المرافعة المرافعة المنطقة المنطقة المنطقة tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. (Q.S. Yunus [10]: 12)

<sup>1.</sup> fbid, jilid 2 juz 5 hlm. 156

<sup>2.</sup> Ibid, plid 8 juz 23 hlm. 41.

<sup>3,</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 486.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Baghawi, juz 2 hlm 287.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 138.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 486.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 120

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 127.

<sup>4.</sup> Al-Qurtubi, Al-Jaomi'u li-Ahkaamil-Qur'an, jilid 2 hlm 132.

<sup>5.</sup> Lihat juga, Shahih Al-Bukhan, yilid 3 hlm 200

<sup>6.</sup> Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 170.

# •

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan: مُرْيَفِرُمُرُّ, yakní مُرْيَفِرُمُرُّ, "lewat", "berlalu"; atau marra juga berarti مُقَبَ, "pergi". <sup>11</sup> Marra, dalam ayat tersebut maksudnya ialah meneruskan cara yang telah ditempuhnya, yaitu kafir terhadap Tuhan (Allah Swt.). <sup>21</sup>

Sedang firman-Nya, المرتبة خيلا خيلا الكان (Q.S. Al-A'raaf [7]: 189) Maka, Marrat bihi maksudnya ialah perempuan itu terus merasa ringan sampai saat melahirkan kandungannya, tanpa mengeluarkannya atau menggelincirnya. Sedang dia terus dapat bekerja dan memenuhi keperluannya tanpa merasakan kesukaran atau keberatan. 31

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِيْمُمْ وَالسَّاعَةُ ...dan kiamat itu lebih dasyat dan lebih pahit. (Q.S. Al-Qamar [54]: 46)

Maka, Amarru dalam ayat tersebut adalah lebih pahit dirasakan. Maksudnya, lebih keras dan lebih dahsyat. Amarru adalah isim tafdhiil (yang menunjukkan arti lebih, "sangat"), asalnya نابة (manis) yang merujuk pada pahit yang dirasakan oleh lidah, maka buah yang pahit rasanya disebut al-hanzhal (نانخنطن); sedang kata amarru merujuk kepada pahit pada kondisi sekeliling sehingga memantul pada kondisi dirinya. Adhaa dan amarru menggambarkan terjadinya Kiamat. Baca As-Saa'ah.

## (مَرْصُوصٌ) Marshush

Firman-Nya, ثِنْيَانٌ مَرْصُبُومَنُ Bangunan yang kokoh. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 4)

Keterangan

Marshuush adalah sifat yang disandarkan pada kata bunyaan. Menurut Ar-Raghib, ka-annahum bunyaanun marshuush maksudnya ialah muhkam (kokoh, kuat). Seakan-akan bangunan itu didirikan (dilekatkan) dengan batu-batu. Dan dikatakan: رَضِعُمُنُهُ وَرَاصُوا الصَّلَاة, yakni mereka merapatkan barisan salatnya. 61 Marshuush pada

1. Kamus Al-Munawwir, hlm. 1324.

ayat tersebut adalah gambaran pasukan yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur.

#### (مزاة) Miraa-an

Firman-Nya, فلاتمارفهم إلامراء ظاهرا Janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 22).

Keterangan

Al-Miraa' ialah pertengkaran tentang sesuatu yang memuat keraguan. Sedang al-miraa-uzh-zhaahir, ialah pertengkaran zahir yang tidak mendalam dengan cara tidak mendustakan mereka mengenai ketentuan bilangan para penghuni gua. Tetapi cukup mengatakan bahwa penentuan ini tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, seharusnya tidak dipastikan. 1

## (مُزْجَاةٌ) Muzjaatun

Firman-Nya, بِبِطَاعَةِ مُرَجَاةٍ . Barang-barang yang tak berharga. (Q.S. Yusuf [12]: 88)

Keterangan

Al-Muzjaatu (اَلْزَجَادُ) ialah (barang) buruk yang ditolak oleh para pedagang. Berasal dari زَوْجَالُشْنِيُّ وَزْجَاءُ yang berarti mendorong sesuatu dengan halus, seperti firman-Nya, الذَّ الله "تَوْرِي سَحَابًا "Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan". (Q.S. An-Nuur [24]: 43)<sup>21</sup>

(الْمِزَاجُ) Al-Mizaaju

Al-Mizaaju (الزاج) adalah apa yang dicampurkan (ma yazmiju bihi), atau campuran itu sendiri. Sebagaimana العزز ji, artinya sabuk, yakni sesuatu yang dililitkan. Minuman ini merupakan sejenis minuman campuran dan dikombinasikan dengan air kapur. Sebagaman dikatakan:

كَأَنَّ سَمِيْنَةٌ مِنْ بَيْتٍ رَأْسٌ

يَكُوْنُ مِزْاًجُهَا عَسَلٌ وَمَسَاءٌ

"Seakan khamer ra's, campurannya madu dan air kapur dijadikan sebagai campuran karena warnanya yang putih, sedang baunya pun harum dan sejuk". (Q.S. Al-Insan [76]: 5)

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 73.

<sup>3.</sup> tbid, plid 3 juz 9 hlm. 138.

<sup>4</sup> Ibid. iilid 9 iuz 27 hlm 92.

<sup>5.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 1325.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 201; Ibnu Abbas berkata: al-marshuush adalah mulshaqun ba'dhuhu bi-ba'dhin (bagian yang satu melekat dengan bagian yang lain), Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 209.

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jihd 5 juz 15 hlm. 130

<sup>2.</sup> tbid, jilid 5 juz 13 hlm. 31.

<sup>3.</sup> fbid, jilid, 10 juz 29 hlm. 163.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (الْكُزَمَلُ) Al-Muzammil

Firman-Nya, پاڻها الگُوُنل: Wahai orang-orang yang berselimut. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 1)

Keterangan

Al-Muzammil, artinya orang yang berselimut. Asal kata al-muzammil, adalah بِنْتُونَا بِلْيَابِهِ, apabila ia melipatkan selimutnya. Yakni kata kinayah (sindiran) tentang terbatas dan hinanya perkara tersebut (berselimut) dan berarti perintah membelakangi (selimut)nya.<sup>2</sup>

## (الْكَزُنُ) Al-Maznu

Al-Maznu artinya awan, dan bentuk tunggalnya مُؤنَةً (Q.S. [56]: 69)

## (مُسْتَطِيرًا) Mustathiiran

Firman-Nya, بَوْبِغَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا Mereka takut pada suatu hari yang azabnya *merata* di mana-mana. (Q.S. Al-Insan [76]: 7)

Keterangan

## (مُسْتَقَرَ) Mustaqaaru

وَالشَّمْنُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ Firman-Nya, وَالشَّمْنُ تَجُرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ (Q.S. Yasin [36]: 38) الْعَلِيم

Keterangan

Li-Mustaqarriha maksudnya ialah di sekitar tempat tinggal matahari, yakni pusat peredarannya.<sup>6</sup> Mustaqarrarun adalah tidak keluar dari tempat peredarannya, yakni tetap dan tidak akan melenceng atau berpindah. Sedangkan azab yang tetap dinyatakan dengan: عَدَاتِ مُسْتَقِرُة: (Q.S. Al-Qamar [54]: 38), adalah azab yang senantiasa menimpa mereka sampai binasa. <sup>11</sup> Kata mustaqarrun adalah berasal dari kata qaraar, artinya tempat tinggal. <sup>21</sup>

## (الْمُسْجُونِيْنَ) Al-Masjunin

Firman-Nya, قَالُ لَبُنِ التَّعَدُّتُ إِلَهَا عَلَيْهِا لِاَجْمَلَتُكُ مِنَ Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakakan". (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 29)

Keterangan

Ibnu Faris mengatakan bahwa huruf sin jim dan nun asalnya menunjukkan satu makna yakni al-habsu (menahan). Dikatakan sajantuhu sajnan (شَجَنْنُهُ سَجَنْنُ), aku benar-benar menahannya. Sedangkan as-sijnu adalah tempat yang di dalamnya seseorang ditahan (penjara). Sedang masjuniin adalah isim maf'ul, yakni orang ditahan, yang dipenjara.

## (مَسَحَ) Masaha

Firman-Nya, وَامْسَحُوا بِرُمُوسِكُمْ; dan sapulah kepalamu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 6)

Keterangan

Arti selengkapnya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

<sup>3.</sup> Ibnu Fans, Abi Husain Ahmad Zakariya, *Mu'jam Maqaayiisul Lu-ghah*, Cet. Ke-1 Kairo, (1366 H), Daar Al-Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah 'Isa Al-Baabi Al-Halabi wa Syirkah, juz 2 hlm. 137.



<sup>1.</sup> Ibid, jihd 9 juz 29 Mm. 110.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 219.

<sup>3,</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 153.

<sup>4.</sup> Fothul Qadir, jilid 5 hlm. 347.

<sup>5.</sup> Al-Kaibi, Syeikh Al-Imam Al-Allaamah Al-Mufassir Abu Al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzay, at-Tashiil li 'Uluumit-Tanziil, Door Al-Kutub 'ilmiyah, Beirut-Libanon (1995M/1415H), juz 2 hlm. 518.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 8.

Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 92.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 146.

# +6

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Al-Mas-hu ialah mengulang-ulang tangan kepada sesuatu dan menghilangkan bekasnya. Dan terkadang dipergunakan pada salah satu dari dua arti tersebut. Dikatakan: بنين باللذين باللذين yang artinya saya membasuh kedua tangannya dengan sapu tangan. المعادية sedang al-mas-hu dalam istilah syara' ialah mengguyurkan air pada anggota tubuh. Dikatakan, منعفة بعمادونشنف (saya membasuh anggota tubuhku untuk melakukan shalat, "berwudhu"). المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المع

Sedang firman-Nya, وَرُوهَا عَلَيْ فَطَبَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ ...lalu potonglah kaki dan leher kuda itu.(Q.S. Shaad [38]: 33). Maka, masahtu bissaif adalah kinayah dari kata adh-dharbu (memotong), yang maksudnya menguhunuskan pedangnya untuk memotong. <sup>3</sup>I

## (مَسَخُ Masakha

Firman-Nya, وَلُوْ نَشَاءُ لَلَمَخُنَاهُمْ عَلَى مَكَانَهُمْ dan jikalau kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka.... (Q.S. Yasin [36]: 67) Keterangan

Al-Maskhu (النسخ) adalah pengubahan rupa menjadi rupa lain yang lebih buruk. ألسنغ adalah yang lemah serta bodoh (adh-dha'iifulahmaq), dan juga berarti orang yang bertabiat buruk(al-masyauhul-khilqah). أ

## (مَسَدٌ) Masad

Masad: Sabut, spon (laifun). Al-Wahidi mengatakan bahwa al-masad dalam kalam Arab, berarti al-fatlu (penganyaman). Dikatakan; مُسَنَدُ الْحَيْنَ: بُمَسِنَدُهُ مُسَنَدًا رَجُوانِ بُمَسِنَدُهُ مُسَنَدًا وَالْمَالِيَّ وَالْمَسِنَدُهُ مُسَنَدًا لِمُعَالِيَّ وَالْمَسِنَدُهُ مُسَنَدًا وَالْمَالِيَّ وَالْمَسِنَدُهُ مُسَنَدًا وَالْمَالِيَّ وَالْمَسِنَدُهُ مُسَنَدًا وَالْمَالِيَّ وَالْمَسِنَدُهُ مُسَنَدًا وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَسِنَدُ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمَالِيِّ وَالْمَسِنَدُ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَلِيْكُونِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمُلْمُونِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونِ وَالْمُوالِيِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُلْمُونِ وَالْمُلْمُونِ وَالْمُعْلِيْنِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُونِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِيْنِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمِينِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلِيْنِ وَالْمُلْمُ وَلِيْمُ وَالْمُلْمُ وَلِمُلِيْنِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِينَا وَلِمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُلِكُ وَلِمُلْمُلِكُمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُلِيْنِ وَالْمُلْمُلِكُمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُلِمُلِيْنِ وَلِمُلْمُلِي وَلِيْنِ وَالْمُلْمُلِيْنِ وَلِمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُلِمُلِمُ وَلِمُلْمُلِكُمُ وَالْمُلْمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِكُمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمِ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلِمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلْمُلِمُ وَلِمُلِمُلِ

## (مُسْرِفِيْنَ) Musrifiin

أَفْتَضَرِبُ عَنَكُمُ الذِكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ ,Firman-Nya maka apakah Kami akan berhenti :قُوْمًا مُشَرِيْنِ

1. Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 487.

menurunkan Al-Qur'an kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas? (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 5)

#### Keterangan

As-Sarafu (الشرف), dengan difatahkan -tengah) ٱلْقَصَدُ keduanya adalah lawan dari ٱلْقَصَدُ (tengahtengah, sederhana). 1 Dan Asrafa yang tertera pada ayat di atas maksudnya ialah tenggelam di dalam syahwat.21 Sedangkan المُسْرِفِيْن adalah orang-orang yang tenggelam dalam kekafiran dan dalam berpaling dari kebenaran, dan secara umum diterjemahkan dengan 'orang yang melampaui batas'. Di dalam Mu'jam disebutkan makna-maknanya, antara lain: bodoh (خيَل), bersalah (اَفْطَاء) dan lupa/lengah (اَفْطَاء). Dan dikatakan: مُوَسَرِفُ الْعَقْلِ, yakni قَبِيْلٌ (bodoh), dan melupakannya), sedangkan) غَافِلَهُ yakni مَرَفَ الْفُوَادُ Artinya melampaui batas (جَاوَزُ الْحَدَ). Maka أَسْرَفُ dikatakan: أَسْرَفُ فِي مَالِهِ، فِي الْكَلاَمِ ، فِي الْقَتْلِ , berarti melampaui batas dalam menggunakan harta, dalam berdialog/berbicara dan dalam menerjuni medan peperangan/membunuh, 31

Dan, بَشَرُوفَ الْكَذَابِ, yakni orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan banyak mengada-ada. Maksudnya adalah Fir'aun yang bercita-cita hendak membunuh Musa a.s. dan para pengikutnya. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 28)

Selanjutnya ayat-ayat yang memuatnya, lihat: (Q.S. Adz-Dzaariyat [51]: 34). (Al-A'raaf [7]: 30) (Q.S. Al-An'am [6]:141)(Q.S. Yunus [10]: 83)(Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 9) (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 151) (Q.S. Al-Mu'min [40]: 43)(Q.S. Ad-Dukhaan [44]: 31)

#### (مَسَّ Massu (مَسَّ

Firman-Nya, الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرَّبِا لاَ يَقُومُونَ إِلاَ كَمَا يَقُومُ النَّذِي يَنْخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسَ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 275)

Keterangan

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juž 1 bab sin hīm, 427.



<sup>2.</sup> Ibid. hlm. 487.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 487.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 21.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab mim hlm. 868.

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Kabir, 31 hlm. 173; Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 617.

<sup>7.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 234; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 297.

سرف Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 296 maddah

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 157.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Al-Massu (الْلَسُّةُ): Gila (al-junuun). Dikatakan: مَمْنُ الْرَجُلُ فَهُو مَمْسُوسٌ , apabila seorang laki-laki itu gila dan otaknya miring.<sup>1</sup>]

Berikut maksud kata massu dan misaas yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Firman-Nya, قَالُ فَاذَهُتُ فَانُ لُكُ فِي الْغَيَاةِ أَنْ تَقُولُ لاَ مِسَاسَ (Q.S. Thaaha [20]: 97) Maka, Laa misaas dimaksudkan dengan tidak ada pergaulan, Maka dia tidak mempergauli seorang pun dan tidak ada seorang pun yang mempergaulinya, sehingga ia hidup sendirian dan terkucil. <sup>2</sup>]
- 2) Firman-Nya, إِنَّ يَعْسَلُ اللَّهُ بِطَيْرٌ فَلاَ كَاشِف لَهُ إِلاَ كَاشِف لُكُلِّ مَنْيٍ فَلِيرُ لَا كَاشِف لَهُ إِلاَ كَانَ مَنْيَهِ فَلِيرُ فَلِيرُ لَهُوْ عَلَى كُلِّ مَنْيٍ فَلِيرُ لَا الله Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Q.S. Al-An'am [6]: 17)
- 3) Firman-Nya, إِنْ تُسَيِّعُمْ مَانِ تُصِيْكُمْ سَيِّنَةً (يَقْرَحُوا بِهَا jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 120)
- 4) Firman-Nya, لأَجْنَاحُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ نَفَسُومُنْ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236) Maka, al-masiis dalam ayat tersebut asal katanya dari allamsu. Artinya memegang dengan tangan tanpa ada penghalang. Adapun yang dimaksud ialah pengertian menurut syariat, yakni menyetubuhi istri. <sup>31</sup>
- 5) Firman-Nya, دُولاً تَنْمُوهَا بِسُوهِ فَيَأَخْذَكُمْ عَدَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 156)
- 6) Al-Maasu yang berarti mengalami, mendapatkan, misalnya, إِنْ يَمْسَمُكُمْ فَنْ عُفَدَ مَنْ لِللهُ الله Jika kamu dalam peperangan uhud mendapat luka, Maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang badar) mendapat luka yang serupa. (Q.S. Ali-'Imran [3]: 140); begitu pula firman-Nya, مَشَهُ الْخَيْرُ, yang berarti la mendapatkan kebaikan. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 21)

Menyimak keterangan Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya bahwasanya kata النّبن lebih umum dari pada al-lamsu (اللّبنين), Maka dikatakan, اللّبنين), Maka dikatakan, yakni jika ia ditimpa keburukan, bahaya, siksa, dan rasa capek. الله وَلقَدْ خَلَقْنَا السُمُوّاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهَنا فِي سِنْةِ أَيَّامٍ Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. (Q.S. Qaaf [50]: 38)

## (مُوسِعُونَ) Muusi'un

Firman-Nya, وَإِنَّا لَمُسِعُونَ Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 47)

#### Keterangan

La-muusi'uun maksudnya ialah benar-benar mempunyai kemampuan untuk menciptakan langit dan menciptakan benda-benda lainnya. Berasal dari kata al-wus'u yang berarti "tenaga".<sup>2]</sup> Dan laa adalah huruf taukid (menguatkan).

رَالُوْسِغ Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa المُوْسِغ, dengan didhammahkan mim-nya dan dikasrahkan sin-nya adalah bentuk isim fa'il (pelaku), maknanya al-ghaniyyu (yang kaya).33 Asy-Syaukani menjelaskan bahwa la-muusi'uun maknanya ialah Kami-lah yang mempunyai keleluasaan menciptakan makhluq dan menciptakan makhluk lainnya, dan Kami tidak pernah mengalami kelemahan (lelah, capek). Ada yang mengatakan la-muus'iuun maknaya la-gaadiruun, dari alwus'u dengan makna ath-thaaqah wa al-qudrah kesanggupan, kekuasaan). Al-(kemampuan, Jauhari mengatakan: أَرْسَمُ الرَجُلُّ , yakni menjadi mempunyai keleluasaan وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَوَاتِ ,Seperti dinyatakan ﴿ Seperti dinyatakan Kursi Allah meliputi langit dan : وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حَفْظُهُمَا bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255) Baca keduanya. Wasa'a.

Begitu juga firman-Nya: وَمُتِعُومُنُ عَلَى النَّوسِعِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236) Maka, *al-muusi* 

<sup>4.</sup> Asy-Syaukani, Fothul Qodiir, Cet. Ke-3 Daar Al-Fikr (1973M/1393H), iilid 5 hlm. 91.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 1 juz 3 hlm. 54.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 142

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 196.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 84.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 9 juz 27 hlm. 8; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

<sup>3.</sup> Mu'iam Lughatul Fuqaha', hlm. 438.





maksudnya ialah yang mempunyai keluasan harta, pangkat, dan kekayaan. 1

## (مُسْفِرَةٌ) Musfirah

Musfirah; bercahaya cemerlang. Dikatakan: أَسْفَرَ الصَبُعِيّ أَمْ apabila terang cahayanya. Misalnya: وَجُوهٌ يَوْمَنِنِ مُسْفِرةً (Q.S. 'Abasa [80]: 38); dan kata yang sama yang menunjukkan arti "ceria" adalah naadhirah, misalnya wujuuhuyyauma-idzin naozhirah, "muka-muka mereka pada saat itu berseri-seri". Yakni wajah para penghuni surga, wajah yang tidak disentuh kedukaan sedikitpun. Baca Naadhirah.

## (مَسَفُوْحاً) Masfuu<u>h</u>an

Firman-Nya, ذائنا نښفُوْجا: Darah yang mengalir. (Q.S. Al-An'am [6]: 145)

#### Keterangan

Al-Masfuuh adalah cairan yang tercurah, seperti darah yang mengalir dari binatang yang disembelih. <sup>3</sup> Menurut ayat tersebut darah seperti ini adalah darah yang diharamkan untuk dimakan. **Baca** Harrama.

## (مُسَافِحِيْنَ) Musaafi<u>h</u>iina

Firman-Nya, نُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ seseorang yang mencari istri-istri dengan harta kamu untuk kamu kawini bukan untuk berzina. (Q.S. An-Nisa' [4]: 23)

#### Keterangan

Al-Musaafih adalah az-zaaniy, yakni orang yang berzina. المسافحة وسفاخا adalah perempuan yang hidup serumah dengan lakilaki bukan sebagai suami yang sah. Sedangkan مُعَلِنَ عَمْلاً لاَ نَائِدَةَ لَهُ فَيْهِ "melakukan suatu perbuatan yang tidak mengandung faedah bagi dirinya". Diantaranya pembunuh dinyatakan as-soffaah (السَفَاحُ), karena gemar mengalirkan darah.

## Masaka-Yamsiku (مُسَلِك بَمُسِكُ)

Firman-Nya, وَالْذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا Pan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala) karena sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 170)

## Keterangan

Imsaakusy-syai' ialah bergantung dengannya dan menjaganya. <sup>13</sup> Sedang, Yumassikuna yang tertera pada ayat di atas maksudnya ialah berpegang teguh pada Al-Kitab dan mengamalkannya. <sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, الطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَإِمَسَاكُ بِمَعْرُوفِ....talak itu (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229) Maka, al-imsaak bil-ma'ruuf dalam ayat tersebut maksudnya ialah hendaknya dalam mengembalikan istri kepadanya tidak untuk menyakitinya, tetapi untuk memperbaikinya dan menggaulinya dengan baik.<sup>3</sup>

Adapun firman-Nya, يُتَوَارَى مِنَ الْفَوْمِ مِنَ سُوهِ مَا (Q.S. An-Nahl (Q.S. An-Nahl (إ16]: 59) Maka, Yumsikuhu berarti menahannya. Makna yumsiku berarti "tetap dalam ikatan perkawinan", misalnya: أَمُسِكُ عَلَيْكُ زُوْجُكُ "Tahanlah terus istrimu." (Q.S. Al-Ahzab [33]: 37)

## (مِسْكُ) Miskun

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa مِسْكُ, dengan dikasrahkan lalu disukunkan adalah lafaz serapan (mu'arrab), dan dikalangan masyarakat Arab menamakannya dengan sesuatu yang dicium (اَلْسَمُوْمُ), yakni sebuah minyak wangi yang diperoleh dari lemak kijang. <sup>51</sup> Dan jamaknya diperoleh dari lemak kijang. <sup>52</sup> Dan jamaknya

## (مَسْكُوْناً) Maskuubun

Firman-Nya, وَمَاهِ مَسْكُوبِ dan air yang tercurah. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 31)

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 196

Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 49; Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa musfirah berarti mudhii-atun mutahaliilah dari perkataan asforo osh-shubhi, apabila bercahaya Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 220

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm.56; Mosfuuhon ialah muhraaqan (yang dialirkan, yang dituangkan).Lihat, Shahin Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 131 Baca Daamun.

<sup>4.</sup> *ibid,* jilid 2 juz 5 hlm, 4,

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wajiiz, jud 1 hlm. 254.

<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 488.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 97.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 169.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 95.

Qal'ajiy, Mu'jam Lughatul-Fuqahaa', 'Arabiy, Engliziy, Afranciy, hlm. 398.

<sup>6.</sup> Mu'jom Ai-Wosiith, juz 2 bab mim hlm. 869.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Yakni, dicurahkan kepada mereka kapan saja mereka menghendaki tanpa susah payah dan tanpa terserang keletihan.<sup>1</sup>

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa assakbu, as-safhu dan as-safak, mempunyai arti yang sama yakni mengalirkan atau menumpahkan. <sup>2</sup>I Dan as-sakbu, al-inbijaas, dan al-infijaar artinya sama, yaitu memancarkan. <sup>3</sup>I

## (الْلَسْكَنَةُ) Al-Maskanah

Firman-Nya, نَوْصُرِيْتُ عَلَيْهُمُ النَّبِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 61)

Keterangan

## (الْمُسَاكِينَ) Al-Masaakiin

Firman-Nya, وَوَالَى النَّالَ عَلَى خَبِه ذَوِي القُرْضِ dan memberikan harta yang: . ..dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 177)

Keterangan

Al-Masaakiin adalah kata jamak dari miskiin (منكين), yaitu orang yang lemah dan tidak mampu mencari nafkah, karena faktor psikis maupun fisik. 1 Dan, al-masaakiin dalam ayat di atas maksudnya tetap diam, sebab kebutuhan telah menjeratnya. Akan halnya orang yang invalid, persoalannya lain karena yang menghalangi usahanya adalah cacat. 1

#### (مسلم) Muslim

Muslim: Orang yang mengkuti perintah dan larangan secara lahiriyah. sedangkan mukmin orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya. <sup>11</sup> Baca Salama.

## (مُسَمِّى) Musamma

Musamma artinya "yang ditentukan". Batas sesuatu dari waktu dilalui, misalnya dalam hal utang, اَذَا تَدَايَلُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجُلٍ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ : Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282) Baca, Ajal.

## (مُسَنَّدَةٌ) Musannadatun

Firman-Nya, كَأَنْهُمْ خُشْبُ مُسْتُدَةٌ Seakan akan mereka itu kayu yang tersandar. (Q.S. Al-Munafiqun [63]: 4)

Keterangan

Ar-Razi menjelaskan bahwa dikatakan, منتن, yakni mu'tamad (berpegang dengan kuat). Sedang khusyubun musannadah, berarti melekat kuat karena banyaknya (seringnya). Abu Hayyan mengatakan mereka diserupakan dengan kayu karena jauhnya pemahaman mereka, dan kosongnya hati mereka dari keimanan, dan penyerupaan tersebut adalah gambaran sifat mereka yang penakut dan bengkok. Baca Khusyubun.

## (مُسُوَدًّا) Muswaddan

Firman-Nya, وَإِذَا نِشِبُرَ أَخَدُمُمْ بِالْأَتْقَ ظُلُ وَجَهُهُ مُسْوَدًا Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (Q.S. An-Nahl [16]: 58)

### Keterangan

Muswaddah artinya "benar-benar hitam", dan wajhahu muswaddah, "mukanya memerah". Yakni gambaran orang yang sangat marah dan benci. Dan kebencian menurut ayat tersebut lantaran adanya kabar kelahiran anak perempuan yang pernah terjadi pada masa jahiliyah. Kemarahan seorang ayah pada masa itu dimaksudkan dengan menanggung malu lantaran lahirnya bayi perempuan. Karena menurut adat

<sup>3.</sup> Lihat, Shafwaatul-Tafoosiir, jilid 3 hlm. 385.



Tafsir Al-M: aghr, jdid 9 juz 27 hlm. 138.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid ( joz 1 hlm. 77.

<sup>3.</sup> Ibid. jilid 1 juz 1 hlm. 125; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-Baqarah [2]: 60.

<sup>4.</sup> tbid, plid 1 juz 1 hlm 130.

<sup>5.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 16 hlm. 6.

<sup>6.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 2 hlm. 53.

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1219, hlm.

س ن د 2. Muhtaorush-Shihhaah, hlm. 316 maddah





jahiliyah saat itu kelahiran anak perempuan merupakan aib bagi keluarganya.

### (مُسَوَمِينَ) Musawwimiina

Firman-Nya, بَيْضَنَّهُ مَالاَفِ مِنَ الْكَرْبُكَةُ مُسْوَمِينَ dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. Arti selengkapnya: Ya, jika kamu bersabar dann bertakwa dan mereka datang menyerang kamu engan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 125)

#### Keterangan

Kata Musawwimiin diambil dari kata mereka (orang Arab), مَنَوْمَ عَلَى قَوْمِ, artinya menyerang dan menghancurkan mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa ia berasal dari kata taswiim (مَنَوْمَ ), yakni menempatkan ciri sesuatu dan tandanya. Maksudnya, mereka memberikan tanda pada diri mereka atau memberi tanda terhadap kendaraan mereka. <sup>11</sup> Al-Musawwimin pada ayat tersebut adalah para malaikat yang memakai tanda yang berjumlah lima ribu, bertugas membantu kaum muslimin dalam perang Badar.

## (ٱلْسَوَّمَةُ) Al-Musawwamatu

Al-Musawwamah ialah hewan yang digembalakan di lembah-lembah dan ranch<sup>2</sup>] dan نَوْلَغَيْلِ النَّمَوْمَةِ ...dan kuda pilihan.... (Q.S. Ali-'Imran [3]: 14)

## (الْمُسَيْطِرُوْنَ) Al-Musay-thiruun

Firman-Nya, اَلُسْتَ عَلَيْمَ بِمُسَلِّطِو: kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. (Q.5.Al-Ghaasyiyah [88]: 22).

#### Keterangan

Dikatakan: منيطرفلان على كذار وسيطرعتيه, apabila dia menguasai dengan kekuasaan yang penuh. الله Dan bisa dibaca dengan shad atau dengan mempergunakan sin. الله Seperti firman-Nya, أن Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekalah yang berkuasa. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 37)

Sedangkan maksud lasta 'alaihim mushaithir, kamu, Muhammad, meskipun sebagai seorang rasul pilihan Allah, tentang memberi petunjuk kepada manusia bukanlah kekuasaanmu. Dan kedudukanmu sebagai rasul adalah sematamata menyampaikan, bukan memaksakan dan menguasai.

## (يَمْشي) Yamsyi (مَثْنَي)

Firman-Nya, فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْشِي عَلَى اَرْتِعِ .....Maka sebahagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebahagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki.... (Q.S. An-Nuur [24]: 45)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, Al-Masyu ialah berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena terdorong kemauan.<sup>1</sup>

Firman-Nya, اَهُمْنَ يَمْمُهُمُ مُوْتُا عَلَى وَجْهِهُ أَهْدَى أَمْنَ أَمْنَ Aka apakah orang yang يُمْمُهُم سَرَبُّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَهِم Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tetap di atas jalan yang lurus? (Q.S. Al-Mulk [67]; 22)

Adapun firman-Nya, مثناء بنمبم (Q.S. Al-Qalam [68]: 11) maksudnya ialah menyebarkan berita-berita di kalangan manusia untuk membuat kerusuhan. أن المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة المستقلة

## (الْلَشَّأْمَةُ) Masy-amah

Firman Allah Swt., وَالْنِينَ كَفُرُوا بِاَيَاتِنا هُمْ أَصْحَاب الكَشَاهُةِ: Dan orang-orang yang kafir kepada ayatayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri. (Q.S. Al-Balad [90]: 19)

#### Keterangan

Al-Masy-amah artinya sebelah kiri. Bangsa Arab berharap kepada kemujuran dengan hal-hal

<sup>2.</sup> Hoatsiyotush-Shaawiy 'alaa Tafsir Jalalain, 3uz 6 hlm. 223. 3. An-Nukatu wal 'Uyuun Tafsir Al-Maawardi, 1uz 6 hlm. 63-64.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 hlm 50.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 108.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 237.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 224

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 489



di kanan dan merasa mendapat kesialan dengan hal-hal yang berada di sebelah kiri. Adapun yang dimaksud ashaabul-Maimanah, ialah orang-orang yang mempunyai martabat tinggi. 1]

Selanjutnya, beliau menjelaskan, Mubarak berkata: golongan kanan (ashhaabul-Maimanah) adalah golongan orang-orang yang mendahului, sedang golongan kiri (ashhaabul-Masy'amah) adalah golongan orang-orang yang tertinggal. Orang Arab mengatakan: Jadikanlah aku berada di sebelah kananmu dan jangan jadikan aku berada di sebelah kirimu. Maksudnya, anggaplah aku tergolong orang-orang yang maju dan jangan menganggap aku tergolong orangorang yang terbelakang.21

## (مُتَشَابِهَاتًا) Musytabihaat

Firman-Nya, ءَايَاتٌ مُحَكَّمَاتٌ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ شَنْشَامِاتُ: ...ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayatayat) mutasyaabihaat. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 7)

Keterangan

Menurut Imam Al-Maraghi Al-Mutasyaabih, terdapat dua arti. Pertama terkadang diartikan untuk sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian dan partikel-partikel yang satu sama lainnya hampir sama bentuknya. Dan *kedua*, terkadang diartikan untuk hal-hal yang serupa tapi tidak sama.31 وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالرَّبْنُونَ وَالرُّمَّانِ , Misalnya bunyi ayat dan kebun-kebun anggur, dan. غَشْقَهُا وَعَيْ مُتَسَابِهِ (Kami keluarkan pula ) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa... (Q.S. Al-An'aam [6]: 99). Ungkapan مَشْتَهَا وَغَيْرَ مُثَشَّابِهِ maksudnya serupa dalam sebagian sifatnya dan tidak serupa dengan sebagian lainnya.41

Pada sisi yang lain, kata mutasyabihan sebagai sifat terhadap sesuatu yang menjadi sandarannya, baik berupa benda ataupun ia sendiri menjadi sebuah istilah yang berdiri diantara dua status hukum yang sudah jelas halal dan haramnya yang disebut dengan musyabbahaat. Sebagai sifat suatu benda dapat dilihat pada istilah Kitac, an mutasyaabihan yang tertera di كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ ,dalam firman-Nya -Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat)... :يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya.... (Q.S. Az-Zumar [39]: 23)

Maksudnya Al-Qur'an yang masih samar. Antara yang satu dengan yang lain terdapat kesamaran dalam hal fashahah, balaghah, tanasukh. Namun antara (satu ayat dengan yang lain) tidak ada pertentangan. Kemudian diikuti dengan sifat matsani, bahwa Al-Qur'an diulangulang dalam lapangan nasehat secara bijaksana; mengulang-ulang hukum halal dan haramnya dan mengembalikan ingatan para pembacanya untuk merenungi kisah-kisahnya tanpa ada kebosanan dan jemu.

Imam Ath-Thabari mengatakan bahwa diulang-ulang ayat Al-Qur'an (مَثَانَيُ dari hal kabar para nabi, para rahib, tentang keputusan, hukum-hukum dan hujjah-hujjahnya. 13 Dan kata matsaani, "pengulangan" sebagai sifat kedua dari kitaaban setelah disebutkan kata mutasyabihan dimaksudkan bahwa pengulangan ayat-ayat yang tadinya samar sehingga menjadi jelas (muhkamat). Artinya, matsaani dimaksudkan mengangkat yang samar menjadi muhkamat (jelas) sehingga tidak ada lagi kesamaran terhadap ayat-ayat-Nya. Menurut Imam Al-لَيْسَ Bukhari Mutasyaabihan dimaksudkan dengan tidak" , مِنَ ٱلإِشْبَاهِ مَا فَيْهِ وَلَكِنْ تُشَايَةٍ عَنْ يَعْضِهِ إِلَى أَخْرَى يُرَمَانَهُ ada kesamaran di dalamnya tetapi ia menyerupai sebagiannya dengan sebagian yang lain akan bukti kebenarannya.21

Adapun kata ayat mempunyai beberapa arti. Di dalam Mu'jam disebutkan seputar makna أَبُهُ, antara lain: 1) الْعَلَامَةُ وَالْإِمارَةُ (pertanda); (pengajaran, pelajaran); 3) الْعَبْرَةُ (2 (mukjizat); 4) انشَخْصُ (pribadi, diri seseorang); -ayat Al) أَبُهُ مِنَ الْقُرَانِ (kelompok); dan 6) الْجَمَاعَةُ (5 Qur'an).3

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *al-aayat* juga berarti ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an, Abu Bakar berkata, dinamakan al-

77.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 9 juz 27 hlm. 131.

<sup>2.</sup> Tofsır Al-Maroghi, plid 9 juz 27 hlm. 131.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 93.

<sup>4.</sup> Ibid, jılıd 3 juz 7 hlm. 196.

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali, Shofivaqtut-Tofoasiir, jilid 3 hlm.

<sup>2.</sup> Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 187.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 1 bab alif hlm. 35.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



aayat karena ia menjadi tanda satu kalam dari kalam lainnya. Dan al-aayat disebut al-jama'ah (kelompok), karena ia mengelompokkan huruf-hurufnya dari huruf-huruf Al-Qur'an; dan الما انها انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما انهام الما

Maka berdasarkan pembahasan ayat muhkamat dan ayat mutasyabih. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas status hukumnya. Sedang ayat muatsyabihat adalah ayat yang kurang terang hukumnya.

Adapun istilah *musyabbahaat*, "perkaraperkara syubhat" (berakar kata dari tiga huruf: syein, bo', dan ha) sebagai perkara yang terletak antara halal dan haram, maka wilayah hukumnya diserahkan kepada *qalbun* (hati). Artinya, masing-masing diri adalah berhati dan dapat menghukuminya secara mandiri. Sebagaimana riwayat berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاء عَنْ عَامِر قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بَنِ بَشِيْر يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ الله صلعم يقول: (اَلْحَلالُ بَيْنَ وَ الْحَرَامَ بَيْنَ وَنِيْنَهُمَا مُشَيَّبَاتٌ لاَ يَعْلَمُونَ كَثِيْرَمِنَ النَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Kata musyabbahat, "sesuatu yang samar" pada riwayat tersebut adalah sesuatu yang status hukumnya berada di antara status hukum halal dan status hukum haram. Perkara syubhat dapat ditarik kesimpulan, antara lain: 1) perkara syubhat adalah perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia; 2) menyerahkan keputusan hukum tentang perkara syubhat kepada hati yang saleh (lawan dari hati yang fasad, rusak). Kata musytabihan atau musyabbahat berdasarkan penjelasan yang terambil dari Mu'jam, dan riwayat di atas maka hilanglah perkara syubhat "samar" lantaran sudah mendapat jawaban yang memuaskan, yakni hati yang saleh. Atau

dalam istilah yang tain bahwa kondisi hati yang dapat menjawab perkara syubhat agar tidak terjatuh kepada yang perkara haram adalah hati yang bertakwa (نَقُونِ الْقَاوَبِ). Sedangkan hati yang bertakwa dan hati yang saleh adalah hati yang bersih dari zaighun (curang).

### (مَشَيْدٌ) Masyiidun

Firman-Nya, وَقَصَرِ مَشْيِدِ ...dan Istana yang tinggi. (Q.S. Al-Hajj [22]: 45)

Keterangan

Dinyatakan: شاد البناد-شيد, artinya dibangun, ditinggikan. Dan juga berarti a'laahu wa rafa'ahu (tinggi dan kokoh). Dan Masyiid, maksudnya dibangun dengan kapur pelabur. Masyiidun dan musyayyadah adalah kata sifat yang merujuk kepada pengertian sesuatu yang tinggi dan kokoh tentang suatu bangunan. Misalnya, يَهْ بَرُوحٍ مَشْهُدُوٍّ ... di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. (Q.S. An-Nisa' [4]: 77)

## (مِشْكُواةٌ) Misykaatun

Misykaatun: Lubang yang tak tembus yang di dalamnya diletakkan lampu. <sup>3</sup> Kata al-misykaat adalah kata yang di-Arabkan (mu'arrab) terambil dari bahasa orang-orang Habasyah (Etiopia); al-misykat yang dimaksud ialah lubang pada dinding yang tidak tembus (al-kuwwah, النواجة المارة). <sup>4</sup> Dan ada juga yang memberi makna al-misykat dengan az-zujaajah tasraj (الزجاجة تسرج), "kaca yang bersinar kemilau". <sup>5</sup>

Imam Az-Zarkasyi menjelaskan bahwa مشكونة, dengan wawu dan alif ialah penuntun ke arah petunjuk dan sebuah kunci pertolongan, المشكونة (Q.S. An-Nuur [24]: 35). Arti selengkapnya berbunyi: Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya)

<sup>6.</sup> Ibid, juz 1 htm. 410.



<sup>1.</sup> lbnu Manzhur,  $\mathit{Op.Cit}$ , jilid 1hlm. 62 maddah ب

<sup>2.</sup> Umdatul Qariy Syarh Shahih Al-Bukhari , hadis no. 52 1 hlm. 458.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin hlm. 502.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 121.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 1 bab syin hlm. 492.

<sup>4</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 106.

Al-Burhan fii 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288; Shahih Al-Bukhari, illid 3 hlm. 166.

him: ا

seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapislapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dikehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nur [24]: 35)

### (مُصِنْفُرًا) Mush-farran

Shufrun artinya kuning, yakni kata yang menyifati suatu benda. Di antaranya: 1) kata shafraa' (مَهَفُونَاءُ) yang menyifati sapi betina, yakni kuning tua sebagai warna yang menarik hati: إِنَّا بَقُرَةٌ صَفَرًاءُ فَاقِعٌ لَوْتُهَا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 69); 2) menyifati unta, جَمَالُهُ صِفْقُ lringan unta yang kuning. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 33). Yakni kuning yang menunjukkan daya tarik dan yang mahal harganya; 3) kata mushfarran (مُصِفْرًا) yang merujuk kepada keadaan tumbuh-tumbuhan, yang berarti "tumbuhan yang kering", "kekuningkuningan". Misalnya, وَوَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِبِحًا فَرَأُوهُ مُصِيْقَرًا Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin (kepada tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat tumbuhtumbuhan itu menjadi kuning (kering). (Q.S. Ar-Ruum [30]: 51); begitu juga firman-Nya, ثُمَّ مِيخِ kemudian ia menjadi kering lalu kamu فتراه نصفرا melihatnya kekuning-kuningan. (Q.S. Az-Zumar [39]: 21) (Q.S. Al-Hadiid [57]: 20).

## (مَصْفُوْفَةٌ) Mash-fuufatun

Mash-fuufatun: Berderetan, berjejer. Seperti firman-Nya, ثَمُنَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 20) yakni, kata yang menerangkan keadaan dipan di surga.

## (مُصِفِّى) Mushaffan

Firman-Nya, وَأَنْهَارٌ مِنَ عَسَلٍ مُصَفَّى: Dan sungaisungai dari madu *yang disaring.* (Q.S. Muhammad; [47]: 15)

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa artinya "dijernihkan". Maksudnya, ia tidak, bercampur dengan lilin maupun kotoran lebah, dan tidak ada seekor lebah pun yang mati di dalamnya, seperti halnya madu yang berada di dunia.<sup>1</sup>

## (مَصِانغُ) 'Mashaani

Mashaani' ialah istana yang kokoh dan benteng yang kuat.<sup>21</sup> Dan setiap bangunan yang kokoh dinamakan mashna'.<sup>31</sup>

## (مُصِيبَةٌ) Mushiibah

Firman-Nya, وَإِنَّ مِنْكُمْ مُصِيبَةٌ Firman-Nya, وَإِنَّ مِنْكُمْ مُصِيبَةٌ Parman-Nya, فَالْ قَالُ قَلْ الْعُمْ اللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعْهَمْ شَهِيدًا ditimpa musibah ia berkata: "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka". (Q.S. An-Nisa' [4]: 72)

#### Keterangan

Mushiibah pada ayat tersebut adalah kemudharatan yang menimpa kaum muslimin dalam peperangannya, baik luka-luka yang mengenai badan, ataupun lainnya dari hal-hal yang tidak disukai. Mushiibah adalah bentuk masdar dari مَمَاتِ يُصِينِكِ إِصَابَةُ فَهُوْ مَصِينِكِ مِتَاتِهُ مَاتِكُ عَلَيْكِ مَاتِكُ مُعَالِيكِ المَاتِةُ مُهُوْ مَصِينِكِ المَاتِهُ مَاتِكُ artinya "menimpa". Imam Al-Jurjani mendefinisikan bahwa al-mushiibah adalah يما لاَ يُكْرِيمُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيْةُ لَعْلِيْكُمْ الطَّيِّةُ الطَّيِّةُ الطَّيْةُ الطَّيْةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِيْةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقِيْقُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقِيْقُ الطَّيْقِةُ الطَّيْقِيْقُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَيْقِيْقُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَّيْقُةُ الطَيْقُولُ الطَّيْقُةُ الطَاتِيْقِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَيْقُولُ الطَّيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِيْقُ الطَاتِيْقُ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِيْقُ الطِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الْعَاقِ الطَاتِيْقِ الطَاتِيْقِ الْعَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِيْقِ الْعَلْمُ الْعَلِيْقِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْقِ الطَاتِيْقِ الْعَلَقِيْقِ الْعَلِيْقِ الْعَلَقِيْقِ الْعَلِيْقِ الْعَلِيْقِ الْعَلِيْقِ الْعَلِيْقِ الْعَلِيْقِ الْعَل

Atau mushiibah juga berarti "segala cobaan yang menimpa manusia", misalnya bunyi ayat, والمعراق المعراق والجوع والقص من الاموال والانفس و والتنفس و النموال والانفس و النموال والانفس و النموال والانفس و النموال والنفس و النموال والنفس و النموال والنفس و المعروض الفيارة المايتيم مصيبة قالوا ان لله و ان الممايتيم مصيبة قالوا ان لله و ان إليه راجعون dan sesungguhnya Kami akan memberi kamu cobaan dengan sebagian dari ketakutan dan kelaparan dan kekuarangan harta dan jiwadan buah-buahan; dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Yang apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka berkata: "Sesungguhnya kami (ini milik) bagi Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya lah kami akan kembali." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 155-156)

Menurut surat At-Taubah, bahwa kadar cobaan manusia dalam setahun terdapat sekali

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 58.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 85; lihat, surat Asy-Syu'araa' [26]: 129.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 175.

<sup>4.</sup> Al-Jurjani, Kitab At-Ta'riifoat, hlm. 217.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



atau dua kali (في كُن عام مِرَةُ أَوْ مُرَتَيْنِ). Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tetap juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. (Q.S. At-Taubah [9]: 126)

... قَانُ أَصَابُهُ خَيْرٌ أَطُمَأَنَّ بِهِ وَ Adapun firman-Nya, ... . (Q.S. Al-Hajj [22]: 11). إِنْ أَصِيَائِنُهُ فِئْنَةٌ إِنْقَلَبُ عَلَى وَجَهِهِ .. Maka musibah dapat berupa kebaikan dan dapat juga berupa keburukan. Oleh karena itu ungkapan ayat: اذا اصابتهم مصبية قالوا ان لله و ان إليه راجعون. Adalah harapan bahwa segala musibah yang menimpanya, baik ataupun uruk, segalanya dikembalikan kepada Allah, yakni mengingat Allah agar manusia sadar diri. Bahwa bila yang datang itu baik, maka kebaikan itu suatu tanda pertolongan dari Allah, dan apabila keburukan yang datang, berarti dari diri manusia sendiri. Karena keduanya, kebaikan dan keburukan adalah bala'. Oleh karena itu ayat di atas dinyatakan dengan ungkapan: ولنبلونُكم بشئ yakni, ujian dan petaka. Yang juga diartikan kegembiraan agar seorang hamba bersyukur, misalnya balaa'an hasanan, "nikmat yang bagus", atau "kemenangan yang baik." (Q.S. Al-Anfal [8]: 17); dan bala' diartikan kesusahan agar seorang hamba berlaku sabar sebagaimana ayat-ayat tersebut di atas. Musibah yang berarti cobaan didatangkan kepada manusia agar manusia dapat kembali taat kepada Allah Swt.

## (اَلْمُورُ) Al-Mushawwiru

Al-Mushawwiru adalah salah satu sifat Allah Swt. yang artinya Yang Membentuk Rupa. (Q.S. Al-<u>H</u>asyr [59]: 24)

## (مَصِيْر) Mashiir

Mashiir artinya "tempat kembali". Misalnya jahannam sebagai tempat kembali yang palik buruk, فَأُولَئِكَ مَأَوْلِمُمْ خَيْتُمْ وَسَاءَتَ مَصِيرًا di: Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. An-Nisa' [4]: 97, 114)

Kata "tempat kembali" dapat diungkapkan dengan مَنْجُ , مَعْدَة, yang semuanya merujuk kepada Allah. Dan Allah sebagai tempat kembali segala urusan, الأالِي الله تصير الأمور ingatlah, bahwa kepada Allahlah *kembali* semua urusan. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 53)

## (الْمُضْغَةُ) Al-Mudh-ghah

Firman-Nya, نَهُمَ مِنْ مَطْنَعَةِ مُطْلُعُةً وَغَيْرِ مُطْلُعُةً وَعَالِرُ مُطْلُعُةً وَعَالِرُ مُطْلُعُةً وَعَالِرُ مُطْلُعُةً وَعَالِمُ ... kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya.... (Q.S. Al-Hajj [22]: 5)

Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa dengan didhammah dan difathahkan 'ghinnya ialah gumpalan daging sebesar yang dapat dikunyah (al-himlu 'inda ma yakuunu qath'atu minal-lahmi ghaira mukhallaqah tusybahullugmtul-mamdhighah).<sup>11</sup>

## (مُضِيّاً) - Mudhiyyan (مُضِيّاً)

Firman-Nya, وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْتَاكُمْ عَلَى مَكَاتِهِمْ فَمَا : dan jikalau Kami kehendaki اَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلاَ يَرَجِعُونَ pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada; Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali. (Q.S. Yasin [36]: 67)

#### Keterangan

Al-Mudhuii' dan al-madhaa' ialah an-nufaadz (sesuatu yang telah berlalu), yang dikaitkan tentang terjadinya berbagai peristiwa penting. المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنا

## (اَلْمُنَاجِعُ) 'Al-Madhaaji

Firman-Nya, وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْنَصَاحِعِ dan pisahkanlah mereka di *tempat tidur*. (Q.S. An-Nisa' [4]: 34)

#### Keterangan

*Al-Madhaaji'* adalah kata jamak dari بنطنجة, yakni tempat yang digunakan untuk

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 489.



Mu'jam Lughatul Fuqahoo', Nlm. 405; lihat juga, Tafsir Al-Maraghi, plid 6 juz 17 Nlm. 87.



berbaring. Dan اَنصَّغَوْعُ adalah pemalas, karena banyak tidur. Orang yang giat melaksanakan salat malam, dinyatakan, عَنْ الْمُنَامِعُ عَنِي الْصَاحِعِ Lambung mereka jauh dari tempat tidur. (Q.S. As-Sajdah [32]: 16). Mereka adalah orang-orang yang mengharap ampunan Allah.

Sebaliknya, mereka yang takut mati dalam berperang dinyatakan, فَن تُو كُنْتُمْ فِي بَيُونِكُمْ لَبَرْزَ اللّٰبِينَ Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati ia terbunuh itu akan keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 154)

## (مَطَرأ) Matharan

Firman-Nya, وَأَمَطُونَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءِ مَطْرَ الْتُنْدِينَ dan kami hujani mereka dengan hujan (batu) Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orangorang yang telah diberi peringatan itu. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 173).

#### Keterangan

Al-Imthar, menghujankan adalah hakikat hujan itu sendiri, majaz tentang sesuatu yang menyerupai tentang banyaknya, baik berupa kebaikan atau keburukan, yang datang dari langit atau dari bumi.<sup>21</sup>

Ats-Tsa'alabi menjelaskan bahwa tidak ada penggunaan kata الإنطاق selain untuk arti azab. الإنطاق sebagaimana firman-Nya, المُعَلِّمُ عَالَيْهُمْ مَطْرًا فَانْطَرُ كُنِّمَ . Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 84); begitu pula firman-Nya, أنطر المَنْوَالمَنْوَا. ...dihujani dengan hujan yang sejelekjeleknya (hujan batu). (Q.S. Al-Furqan [25]: 40)

## (مُطَاعٌ) Muthaa'un

Muthaa'artinya "yang ditaati". Yakni, kata yang ditujukan kepada malaikat. Sebagaimana firman-Nya, مُطَاعِ ثَمْ أَسِيْ Yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. (Q.S. At-Takwiir [81]: 21). Kata muthaa' yang tertera dalam Al-Qur'an hanya ditujukan kepada malaikat. Lantaran ia tidak pernah maksiat, membangkan perintah Allah. Ia mengerjakan apa yang diperintahkannya. Misalnya perintah mengirim wahyu kepada para nabi dan rasul Tuhan, dan sebagainya. Yakni, tabiat taat menjadi pribadi malaikat.

## (الْلُطَفِّفِيْنَ) Al-Muthaffifiin

Kata ini hanya dimuat satu kali, dan terdapat pada surat Al-Muthaffifin ayat 1. Imam ash-Shabuni menjelaskan bahwa Al-Muthaffifin, adalah kata jamak dari muthaffif, yakni orang yang mengurangi timbangan dan takaran .Dan التطنيف adalah an-niqshaanu, sedang asal katanya adalah an-niqshaanu, sesuatu yang mudah. Dikatakan demikian, karena al-muthaffif hampir-hampir tidak mencuri timbangan dan takaran selain sesuatu yang sedikit. 11

Menurut Imam Al-Maraghi, at-tathfif adalah kecurangan dalam menakar. Dikatakan demikian, karena apa yang diambil oleh si penimbang adalah sesuatu yang hina.<sup>2</sup>]

Awal pembahasan dalam surat ini mengkonsentrasikan pembasmian praktek kecurangan dalam menimbang dan menakar. Maka orangorang yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat tetap mempraktekkan kecurangannya dalam soal menimbang dan menakar. Hal itu terus berlansung dari waktu ke waktu lantaran mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali pada hari hisab.

Kemudian dalam surat tersebut dibahas pula keadaan orang-orang durhaka (al-fujjar), ketika mereka digiring dan disertakan pula ancaman kepadanya. Sebagaimana yang diceritakan: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? (lalah) kitab yang tertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 7-10)

<sup>1.</sup> Fathul Qodur, jilid 4 hlm. 253.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 207; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an blm. 490

Lihat, Fighol-Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah, Qismots-Tsoaniy, hlm.
 375-376.

Al-Muharror Al-Wojiiz, juz 15 hlm. 352; Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 531.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 71; di dalam Mu'jam disebutkan bahwa Thoffofa adalah bentuk mubalaghah (arti sangat), dan مائف مثل قلاح المنظق , berarti dekat saat terbenamnya. Dan dikatakan: مائف مثل قلاح المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظق المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظقة المنظق

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (مُطْمَئنُّ) Muth-mainnun

Firman-Nya, إِلاَ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنَّ بِالْإِيمَانِ kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), (Q.S. An-Nahl [16]: 106)

Keterangan

Maka sebagaimana ayat 16 dari surat an-Nahl di atas muthma-innun dimaksudkan dengan ketetapan pada apa yang telah dipegang setelah menerima goncangan akibat paksaan.<sup>1</sup>

Kata Al-muthma-inniina: يَانَيُهَا النَّفَيْن (Q.S. Al-Fajr [89]: 27) juga dimaksudkan dengan al-mushaddiqatu bits-tsawaab (yang membenarkan pahala).<sup>2</sup>

Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa باطنانان yang artinya tenang, teguh dan menetap(sakana wa tsabata wa istaqarra). Dan dikatakan: باطنان بالكان، وفينه بالكان، وفينه بالكان، وفينه بالكان، وفينه بالكان، وفينه dan menjadikannya sebagai negeri(wathan) tempat tinggal. الإنجاب seperti kata muthmainiina yang ditujukan kepada para malaikat: فَلْ نَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فُلْ نَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ katakanlah: "kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan sebagai penghuni bumi. (Q.S. Al-Isra' [17]: 95)

Makna ithma'anna secara bahasa "tetap" ditunjukkan oleh ayat, وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعَبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ عَلِيْ الْصَابِلَهُ فِيْنَا النَّاسِ مَنْ يَعَبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ إِنْ أَصَابِلَهُ فِئَنَا الْقَلْبَ عَلَى وَجَهِهِ Dan dia antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu,

1. ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 145; lihat juga, Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 317; Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 254. dan jika ia beroleh bencana, berbaliklah ia ke belakang.... (Q.S. Al-Hajj [22]: 11)

## (مَطُونَاتٌ) Math-wiyaat

Firman-Nya, وَالسَّمَاوَاتُ مَطُونَاتُ بِيَبِينِهِ dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. (Q.S. Az-Zumar [39]: 67)

#### Keterangan

## (النَّعْتُرُ) Al-Mu'tar

Di dalam Mu'jam dinyatakan bahwa المَعْرُة adalah al-faqiir (orang yang kekurangan). كا على المُعْرَف المُعْلَق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِي المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِي الْ

## (ٱلْمُعَذَّبِيٰنَ) Al-Mu'adzdzabiin

Kata *mu'adzadzabiin* berasal dari عَنْبُ يُعَبِّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ وَمُعَنَّبُ عِمْمُ yang diazab. Menurut surat Asy-Syu'araa' ayat 213, mereka adalah menyembah selain Allah. Disamping itu *mu'adzdzabiin* dimaksudkan dengan orang-orang yang pasti mendapatkan azab.

## (مُعْذِرَةٌ) Ma'dziratun

<sup>2.</sup> Ibid, juz 2 bab 'ain hlm. 592.



<sup>2.</sup> Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 225.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab tho' hlm. 566.

<sup>1</sup> Ibid, juz 2 bab tho' hlm. 572.

## \*\*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Al-Ma'dzirah: sama artinya dengan al'udzur, yaitu "melepaskan diri dari dosa".
Jadi, arti ma'dziratuan ila rabbikum, sebagai
pemyataan dari kami kepada Allah bahwa diri
kami telah terlepas dari dosa (tanggung jawab).
مَعَادِرُهُ adalah bentuk mufrad dan jamaknya مَعَادِرُهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةُ {١٤} وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَةُ
Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya
sendiri, meskipun ia mengemukakan alasanalasannya. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 14-15) Baca
Bashiirah.

## (مَعَرَّةٌ) Ma'arratun

Firman-Nya, نفؤةً بِغَيْرِ عِلْمِ: Kesusahan tanpa pengetahuan. (Q.S. Al-Fath [48]: 25)

Keterangan

Di dalam Mu'jam jelaskan bahwa أَلْكُونُ artinya gangguan, keburukan dan sesuatu yang tidak disukai (al-adzay wa al-masaa' wa almakruuh). Misalnya dikatakan, بَعْرَةُ الْغِيْثِيْ, yakni suatu pasukan yang tiba-tiba datang di suatu rumah lalu mereka makan makanannya dan menggunakan harta bendanya tanpa izin terlebih dahulu dari tuan rumahnya.<sup>21</sup>

## (مَعْرُوشَات) Ma'ruusyaat

Firman-Nya, جِنَّاتِ مَغَرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَغَرُوشَاتِ Kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. (Q.S. Al-An'aam [6]: 141)

Ibnu Abbas berkata: Al-Ma'ruusyaat ialah tanaman-tanaman yang dicagak pada tiang-tiang penyangga.<sup>3]</sup> Yaitu junjungan-junjungan yang dibuat dari kayu dan bambu, yang di atasnya diletakkan batang-batang tanaman itu hingga seperti atap rumah.<sup>4]</sup>

## (مَعْرُوف) Ma'ruuf

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Al-Ma'ruuf adalah isim untuk setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau syara'. Lawannya, al-munkar.<sup>5</sup> Selanjutnya, Al-Ma'ruuf dimaksudkan dengan "sesuatu yang sudah dikenal dan menjadi ukuran orang banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah". أن Di antaranya tentang memberi mut'ah: وَمُنْعُوفُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدُرُهُ وَعَلَى الْقُعْرِ فَدُرُهُ مَثَاعًا بِالْمُورِفِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 236)

Adapun kata bil-ma'ruuf merujuk pada pengertian "tata cara" (hai-ah), misalnya: وَعَلَى (Q.S. Al-Baqarah [2]: الْتُولُودِ لَهُ رِبْقُهُنَّ وَكَسُوَهُنَّ بِالْمَدُوفِ (Q.S. Al-Baqarah panganga) Maka, bil-ma'ruuf, menurut apa yang dipandang baik oleh syariat dan adat.<sup>2]</sup>

Sedang Qaulun ma'ruuf, berarti "perkataan maaf", yang menyifati suatu perkataan. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, غَوْلُ مُعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 263)

Adapun Al-Ma'rifah dan Al-'Irfaan adalah mengetahui sesuatu dengan berpikir tentang bekasnya. Lawannya ialah pengingkaran. كَا الْحَادُهُ الْمُوالِّهُ الْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعِلَّا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعَالِقُونَا وَالْمُعِلِّيِهِ وَالْمُعِلِّيِ وَالْمُعَلِّقُونَا وَالْمُعِلِّيِةِ وَلِمُعِلِّيْكُونِا وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّذِي وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّيِهِ وَالْمُعِلِّيِهِ وَالْمُعِلِيِّةِ وَالْمُعِلِّيِهِ وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّيِهِ وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّيِهِ وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّيِةِ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِيّةِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِل

Berikut definisi kata *ma'ruf* menurut sejumlah ulama: pertama, غفزوف adalah nama untuk setiap yang dikenal tentang taat kepada Allah Swt. dan berbuat baik kepada manusia; kedua, مغزوف adalah setiap kebaikan dan takwa; dan ketiga, Al-Baidhawi mengatakan, غغزوف adalah apa yang telah dipandang oleh pembuat hukum (*Asy-Syaari'*, Allah Swt.) akan kebaikannya. 4

## (أَلُغُزُ) Al-Ma'zu

Firman-Nya, وَبِنَ النَّغَرِ النَّقِي dan sepasang dari kambing. (Q.S. Al-An'am [6]: 143)

Al-'Aini, Al-Imam Al-'Allaamah Badaruddin Abi Muhammad Mahmuddin, 'Umdatul Qoorii Syarh Shahih Al-Bukhari, juz I hlm. 254; Cet. Ke-1, tahun 2003 M/1424 H, Daar Al-Ihya' At-Turats Al-'Arabiy, Beirut-Lebanon.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 92.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'ain him. 592.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 130.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 49.

<sup>5.</sup> Ibid, juz 2 bab 'oin hlm. 595.

<sup>1.</sup> tbid, jilid 1 juz 2 hlm. 196.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 185

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 13 hlm. 9.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Al-Ma'iiz ialah jamak dari غَنْنَ seperti kata مَعْنَ jamak dari adh-dha'nu. Artinya kambing. Sedang رَخِلْ مَعْنِيْ , yakni lelaki yang giat, bersunguh-sungguh, dan الْمَوْنَ أَمْرِهِ adalah tempat yang keras (al-makaanul-Ghaliizh), dan المنتَمْنَوْقُ أَمْرِهِ An-Nuhas berkata: kebanyakan dalam kalam Arab bahwa al-mu'zi adalah adh-dha'nu (bulu domba). Dan bentuk tunggal dari المَعْنَ adalah يَنْفَر , sebagaimana kata مَنْفِعْنَ dengan مَنْفَعْنَ dengan مَنْفَعَةً

## (مَعْزُوْلُوْنَّ) Ma'zuulun

Firman-Nya, إِنَّهُمْ مَنِ السَّمْعِ لَمَوْرُنُونَ guhnya mereka itu dienyahkan daripada mendengarnya. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 212)

#### Keterangan

مَعْزُولُونَ, dimaksudkan dengan menjauhi petunjuk. maksudnya mereka tidak mau, enggan mendengarkan (مَنْغُوْ مِنْ السَّمْع). Yakni, mereka benar-benar menjauhkan diri dari mendengarkan Al-Qur'an. Bentuk menjauhkan diri orang-orang terhadap Al-Qur'an adalah enggan mendengarkan apa yang dibawa oleh para utusan-Nya, diantaranya Nabi Muhammad saw. Sedangkan ungkapan yang kerap dikemukakan antara lain: "Kami dengan namun kami enggan" (sami'na wa 'ashaina); kami hanya mengikuti apa yang datang dari nenek moyang kami" (maa alfaina abaaana). Baca 'Ashay, Alfaina.

## (مَعْشَرٌ) Ma'syarun

Firman-Nya, پَامَخَشَرْ الْجِنِّ قَدِ السَّتَكَثَرُتُمْ مِنَ الْإِنْسِ Wahai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." (Q.S. Al-An'am [6]: 128)

#### Keterangan

Al-Ma'aasyir adalah bentuk jamak yang artinya jama'atun-naas (kumpulan orang-orang), dan bentuk tunggalnya ialah مفشرٌ

## (الْتُعْصِرَات) Al-Mu'shiraat

Firman-Nya, وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُفْصِرَاتِ مَاءَ لَجُاجًا Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. (Q.S. An-Naba' [78]: 14) Maka, *Al-Mu'shiraat*; awan atau mendung yang tebal dan sudah saatnya menurunkan beban berupa air hujan. <sup>1</sup>

## (مُعَقِّبَاتٌ) Mu'aqqabaat

مُعَقِّبَةُ adalah bentuk jamak dari مُعَقِّبَةُ, yakni para malaikat yang bergiliran dalam menjaga dan memeliharanya. Berasal dari kata مُقْبَة yakni datang sesudahnya. <sup>21</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, فَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ يَنِيْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْقِهِ (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 11)

Sedang مُعَقِّبَاتٌ yang tertera di dalam firman-Nya, اللهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ يَنِي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْقِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ. (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 12) adalah malaikat yang berjaga di siang dan malam hari.<sup>3</sup>

Dan dikatakan: عَفَّتِ الْقَاضِي عَلَى حُكُم سَلَفٍ, yakni menghukum bukan karena yang lain). أَكُمُ بِغَيْرِهُ إلله :Seperti yang tertera di dalam firman-Nya Arti selengkapnya: Dan apakah يَحْكُمُ لاَ مُعَقَّبَ لَحُكُمه mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangkan daerah-daerah (orangorang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit-demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapa-Nya; dan Dia-lah Yang Maha cepat hisab-Nya. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 43). Yakni Allah Swt. tidak takut terhadap dampak hukum yang telah ditetapkan-Nya. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-mu'aqqibu berarti menyerang sesuatu lalu membatalkannya. Orang yang mempunyai hak disebut mu'aggib, karena dia membuntuti orang yang berutang kepadanya untuk menagih utangnya.5]

## (مُعَلَّمٌ) Mu'allamun

Kata نَعْلَمُ adalah isim maf'ul (yang diajari) dari عَلَمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا

<sup>6.</sup> Ibid, juz 2 bab 'ain hlm. 624.



<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 490.

<sup>2.</sup> Fathul Qodir, jilid 2 hlm. 171.

<sup>3.</sup> Lisaanul 'Araab, jilid 11 hlm. 439.

غنادر 4. Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 434 maddah

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 4.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 74; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 149-150.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab 'oin hlm. 613.

<sup>4.</sup> Ibid, juz 1 bab fain hlm. 613.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 116.





ajaran (dari orang lain) tagi pula seorangyang gila. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 14)

Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa orang yang diajari (*mu'allamun*) maksudnya, mereka menuduh Nabi Muhammad diajari oleh seorang budak Romawi miliki seseorang dari bani Thaif. Ada juga yang mengatakan, bahwa Nabi Muhammad dituduh menerima pelajaran dari seorang yang bukan bangsa Arab bernama Addas yang beragama Kristen. <sup>11</sup>

Sedang مَعْلُوْمُ berarti "yang telah diketahui", "tertentu". Maka, firman-Nya: حَقُّ مَعْلُوْمٌ berarti bagian tertentu. Yakni, bagian tertentu dari harta bendanya yang harus mereka berikan demi mendekatkan diri kepada Allah dan rasa ibah kepada orang-orang yang membutuhkan. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 24)

Begitu pula firman-Nya, وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari tertentu. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 155)

Maka كِفَاتِ مَعْلَوْمٌ Ketentuan masa yang telah ditetapkan. Arti selengkapnya: dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. (Q.S. Al-Hijr [15]: 4)

.Rezeki yang tertentu نرزَقٌ مَعْلُومٌ Sedang Yakni, jenis rezeki yang istimewa yang berwujud surga dan segala fasilitasnya yang diperuntukkan bagi hamba-hamba-Nya yang ikhlas. Sebagaimana firman-Nya: tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa). Mereka itu memperoleh rezki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. di dalam surga-surga yang penuh ni`mat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 40-49)

Firman-Nya, ليفات يَوْم مَعْلُوهِ; pada waktu yang ditetapkan di hari yang tertentu. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 38) Yakni, hari perhiasan yang dibatasi oleh Musa a.s. di dalam perkataannya: الله Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik". (Q.S. Thaaha [20]: 59)

## (اَلْتُعَوَقَانَ) Al-Mu'awwigiin

Firman-Nya, :الْعَوْقِينَ مِنْكُمْ Orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu. Arti selengkapnya: Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang menghalang-halangi yang antara kamu dan orang-orang berkata kepada saudara-saudaranya: "Marilah kepada kami". Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Mereka bakhil terhadapmu, apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 18-19)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, اَلْعَانِقُ adalah berpaling dari kebaikan yang dikehendaki, dan di antaranya عَوَانِقُ النَّهْرِ (mengundur-ngundur waktu). Al-mu'awwiqiin dalam ayat tersebut, ialah orang-orang yang berpaling dari jalan kebaikan. Dan رَجُلٌ عَوْقُ وَ عَوْقَهُ adalah lelaki yang tidak ada kebaikannya di tengah-tengah manusia (sampah masyarakat).<sup>2)</sup>

## (مَعِيْنٌ) Ma'iin

Firman-Nya, کَشُنْ مِنْ مَعِنِيْ: Minuman yang diambil dari air yang mengalir. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 18) Baca Ka'sun.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 365; dən dinyatəkan pula, المؤذ adaləh perkara yang menyibukkan (*al-amrusy-syaaghil*). Dan jugə berarti, sesuatu yang tidak ada kebaikan di sisinya, Jamaknya أغوني. *Mu'jom Al-Wasiith*, juz 2 bab *'an* hlm. 637.



<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan terjemahannya, catatam kakı, no. 1373 hlm.

<sup>1.</sup> Lihat, *Tofsir Al-Moraghi*, Jilid 7 juz 19 hlm 58.





#### Keterangan

Dikatakan, mim dalam lafaz ma'iin adalah asli keberadaannya dan hanya diambil dari Dan kata al-'ain dipinjam untuk cucuk yang ada pada timbangan (al-mail fil-miizaan), dan dikatakan untuk sapi yang bergerak liar, banteng (baqaril-wahsyi) dengan a'yan dan 'ainaa' karena bagus bola matanya (tajam penglihatannya). Yang dengannya diserupakan perempuan (an-nisaa'). 'I

Menurut Ar-Raghib, maa-un ma'iin adalah dari perkataan mereka, نفن الله (air yang mengalir). Sedang tempat aliran air disebut أنفن الفؤن لهري, dan أنفن الفؤن العرب, berarti kuda yang kencang larinya.<sup>21</sup>

## (ٱلْمُغِيْرَاتُ) Al-Mughiiraat

Firman-Nya, فالكيرات طبيعا: dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, (Q.S. Al-'Aadiyaat [100]: 3)

Keterangan

Al-Muughiraat, mufradnya ialah اَعْنَوْ عَلَى النَّاسِ, apabila ia Diambil dari kata, اعْنَاوْ عَلَى النَّاسِ, apabila ia menyerang musuh secara tiba-tiba hingga bisa membunuh dan menawannya (menyerang secara mendadak atau merampas hartanya). الأ

## (الْمُغَشِيّ) Al-Mughsyi

Firman-Ñya, نَطْرَالْغَشْيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْتِ: Pandangan orang yang pingsan karena takut mati. (Q.S. Muhammad [47]: 20)

Keterangan

Al-Mughsyiyyu ialah orang yang pingsan. Dinyatakan: غَشِيَ عَلَيْهِ غَشْيَةً وَغَشْيَاوَ غَشْيَا وَعَشْيَا pingsan (aghma 'alaihi). <sup>4</sup>

## (مَغَانِمُ) Maghaanim

Al-Ghannu, al-maghnam dan al-ghaniimah adalah sesuatu yang diperoleh dan diraih manusia tanpa imbalan material. <sup>51</sup> Dan kekayaan Allah dinyatakan, قَبِينَة الله مَعَانِمَ كَثِيرة : Dan di sisi Allah ada harta yang banyak. (Q.S. An-Nisa' [4]: 94) (Q.S. Al-Fath [48]: 15)

## (مُغْنُونَ) Maghnuun

نَفَهَلُ أَنْتُمُ مُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَّابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ Firman-Nya, : فَهَلُ أَنْتُمُ مُغُنُونَ maka dapatkah kamu menghindarkan dari pada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Arti selengkapnya: Dan mereka semuanya (di padang mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: Sesungghnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kamu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari pada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab: "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri". (Q.S. Ibrahim [14]: 21)

Keterangan

Mughnuun artinya orang-orang vang melindungi. الله Begitu juga firman-Nya, فَهَالَ أَنْتُمُ الْمُغْنُونَ عَنَّا نُصِيبًا مِنَ النَّارِ Maka dapatkah kamu menghindarkan dari Kami sebagian azab api neraka? Arti selengkapnya: dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orangorang yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya adalah pengikut-pengikutmu, dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian azab api neraka?" (Q.S. Al-Mu'min [40];

## (الْمُفْتُونُ) Al-Maftuun

Firman-Nya, بَأَنِيكُمُ الْفَتُونُ Siapa di antara kamu yang gila? (Q.S. Al-Qalam [68]: 6)

Keterangan

Maftuun adalah masdar seperti yakni alfutuun dengan makna al-junuun, maksudnya apakah kamu atau mereka yang gila?<sup>21</sup> Kata almaftuun, menurut Imam Al-Mawardi, terdapat beberapa penafsiran, antara lain; yakni almajnuun (gila), demikian kata adh-Dhahhak; kedua, al-maftuun berarti adh-dhallu (sesat), demikian kata Al-Hasan; ketiga, al-maftuun

<sup>2</sup> Mootsiyotush-Shoowiy 'oloo Tofsir Jalaloin, juz 6 hlm. 222, lihat juga, Al-Farra', Abu Zakariya Yahya bin Ziyad, Ma'aanil Qur'an, tahqiq: DR. Abdul Fattah Isma'il Syibili, (t.t/t.p.n) juz 3 hlm. 173.



<sup>1.</sup> ibid, film. 368.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 490.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, stid 10 yuz 30 him. 221.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ghin hlm. 653.

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 4

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 143.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berarti asy-syaithaan (setan), demikian kata Mujahid; dan keempat, al-maftuun ialah al-mu'adzdzab (orang yang dikenai siksa), makna seperti ini didasarkan dari perkataan orang Arab: مَثَنَتُ الدَّمَةِ بِالنَارِة, apabila saya aku membakarnya. المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود المحمود ال

## (مَفَاتِبُحُ) Mafaatiih

أَوْمَا مَلْكُثُمُ مَفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيُسْ عَلَيْكُمْ , Firman-Nya أَوْمَا مَلْكُثُمُ مَفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيُسْ عَلَيْكُمْ , Firman-Nya , جُنَاحُ أَنْ ثَأَكُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

Keterangan

مَفْتَخُ adalah kata jamak dari مَفْتَخُ dengan dibaca pendek ta'-nya, dan مِفْتَاخُ , dengan dibaca panjang ta'-nya. Di dalam Lisanul 'Arab dinyatakan: المِفْتَاخُ (dikasrah mim-nya) dan المِفْتَاخُ dengan ta dibaca panjang), ialah مِنْتَاخُ النّباب artinya: Kunci pintu (gembok, jawa), dan setiap sesuatu yang dengannya ia (pintu itu) bisa dibuka. Al-Jauhari mengatakan: ia (al-miftaah) adalah setiap yang dijadikan alat pembuka.

Di antaranya dinyatakan pula dalam ayat lain: وَمَانِيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورَ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصَيْبَةِ أَولِي الْقُوْةِ (Q.S. Al-Qashash [28]: 67) Dikatakan, ia adalah kunci-kunci perbendaharaan yang dengannya pintupintu itu bisa dibuka. Adapula yang pengatakan, bahwasanya al-mafatihu adalah al-kanuzu wal khazaainu, yakni perbendaharaaan itu sendiri.<sup>21</sup>

Adapun مَفَاتِيْخُ الْغَيْبِ: Kunci-kunci semua yang ghaib. Yakni, Allah sebagai pemegang kuncinya, sebagaimana firman-Nya:

Pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (Q.S. Al-An'aam [6]: 59)

## (مُفْتَرَبَاتٍ) Muftariyaat

Firman-Nya, فَأَتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مُفَارَيَاتٍ (Kalau demikian), Maka datangkanlah sepuluh surat-

surat yang dibuat-buat yang menyamainya...." (Q.S. Huud [11]: 13)

Keterangan

Iftiraa' adalah sifat dusta yang menjadi suatu nama (isim), dan pelakunya disebut muftar. Sedangkan muftariyaat, kata jama' dari muftarun (مُفْتَرَى), yang artinya "yang pakar bikin kepalsuan". Maftarun, berasal dari iftaray, wazan ifta'ala: افترى يفترى افترايا فهو مفتر , yang dalam Ilmu Sharaf, bahwa tambahan ta' pada kata iftaray (asalnya tiga huruf faray, فأوى) memberi pengertian "kuatnya makna" (lit-ta'kiidil ma'na), maka muftarun berarti orang yang pakar bikin kepalsuan.

Ayat tersebut di atas bertujuan meremehkan terhadap mereka yang terbiasa dalam memalsu (pemalsu), mereka tak akan sanggup mendatang sepuluh surat semisal Al-Qur'an. Dan pada ayat yang lain dinyatakan, meskipun kamu ajak para pakar (syuhada', "yang bergelut dalam keimuan", "yang banyak menguras pikiran") sebagai pembntu-pembantu kamu selain Allah jika memang kamu orang yang benar. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 23)

## (مُنْفَطِرَتْ) Munfathirat

Firman-Nya, الشَّمَاءُ مُنْقَطِرَتُ بِهِ langit pun pecah pada hari itu.... (Q.S. Al-Muzammil [73]: 18)

Keterangan

Munfathirun bihi maksudnya adalah adalah kata yang menyifati tentang dasyatnya kiamat. Bahwa langit yang begitu luasnya dan kokohnya tiba-tiba menjadi pecah (berserakan). Menurut Ar-Raghib, asal kata الفطرة المنافقة adalah belahan yang memanjang. Dikatakan: مُمَارَ فَلاَنْ كَذَا فَطَرَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## (مَقْتاً) Maqtan

: وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَهِمْ إِلاَ مَقْتَا ,Firman-Nya Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhul Qur'an, hlm. 396.



<sup>1.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun Tafsir Al-Maowardi, juz 6 hlm, 62.

<sup>2.</sup> Lihat, Ash-Shabuni, Tofsir Ahkom, jilid 2 hlm. 221.

<sup>1.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 178.





lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. (Q.S. Fathir [35]: 39)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-maqtu ialah kebencian yang sangat bagi orang yang melihatnya menyebutnya suatu keburukan (yakni, murka). Dikatakan, مَقْنَ مُقِنَتُ وَمَقْنَتُ وَمَقْنَتُ وَمَقَنَتُ وَمَقَنَتُ وَمَقَنَتُ وَمَقَنَتُ وَمَعَقَتُ وَمَعَقَتُ bekas ibu tirinya dinamakan nikaahul-muqti. Sedang firman-Nya, كَبُرْ مَقْنَا عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدِ النّبِينَ ءَامَنُو، (Q.S. Al-Mu'min [40]: 35)

Maksudnya ialah orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa hujjah yang kuat. Arti selengkapnya berbunyi: (Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. (Q.S. Al-Mu'rnin [40]: 35)

Begitu pula bagi orang yang pandai berbicara dengan tanpa berbuat kebaikan disifati pula dengan *kabura maqtan* (kemurkaan yang besar), seperti firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. (Q.S. Ash-Shaff [61]: 2-3)

وَلاَ تَتَكِحُوا مَا نَكَحَ مَابِاؤُكُمْ مِنَ ,Adapun firman-Nya (Q.S. An-النَِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشُةُ وَمَقْنًا وَسَاءَ سَبِيلًا (Q.S. An-Nisa' [4]: 22)

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa Az-Zujaj berkata: Al-maqtu adalah sangat marah (gusar) maknanya bahwa mereka telah mengetahui bahwasanya pada masa jahiliyah perbuatan menikahi bekas ayahnya disebutnya maqtan, sedang anak yang dilahirkannya mereka menyebutnya al-muqtiyyu. Lalu mereka mengetahui bahwa menikahi bekas ayahnya inilah yang diharamkan yang terus diingkari oleh hati mereka, sekaligus membencinya. Al-maqtu pada asalnya adalah asyaddul-bughdhi, dan al-maqtu dimaksudkan dengan seseorang menikahi bekas istri bapaknya ketika dicerai atau karena

meningal, dan perbuatan yang telah terjadi pada masa jahiliyah ini telah diharamkan oleh Islam. <sup>1</sup>

## (مُقْتَدُونَ) Muqtadun

Firman-Nya, إِنَّا وَجِدْنَا عَلَيْ أَمْهِ وَإِنَّا عَلَى Priman-Nya, إِنَّا وَجِدْنَا عَلَيْ الْعَلَى Firman-Nya, عَاثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 23)

#### Keterangan

Muqtadun adalah isim fa'il (pelaku), dari إفْنَدَى يَقْتَبَى إِفْبِدَاءًا. Muqtaduun ialah orang-orang yang menempuh cara hidup sebagaimana yang dilakukan oleh aliran nenek moyang mereka.<sup>2</sup>J

## (مُقِيتًا) Muqiitaa

Frman-Nya, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَهُ مَنْ يَنْهُ يَكُنْ لَهُ كِفَالْ مِنْهَا وَكَالْ ... Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafa`at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 85)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa غبينة adalah Yang Kuasa, Yang Menjaga, Yang Menyaksikan. Menurut Ar-Raghib, makna hakikinya ialah menanggung, menjaga dan menolongnya. Diambil dari kata-kata أَنْفُونَهُ yaitu mencurahkan rezeki yang dipegang-Nya yang dengannya terjaga kelangsungan hidup. Dikatakan, قَنْهُ يَعُونَهُ Memberinya makanan, dan أَنْفَةُ Memberinya apa yang dia makan. المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa وَقْت, dengan difathahkan dan disukunkan, jamaknya أَوْقَاتُ, yakni ketentuan masa atau zaman. Dan waqtul-'baadah ialah waktu yang ditetapkan ukurannya menurut syara' misalnya waktu salat, puasa haji, dan sebagainya. <sup>4</sup> Al-Miiqaat dimaksudkan dengan tempat dan waktu yang dibatasi. Contohnya adalah miiqaatul-ihraam, yang berarti tempat dan waktu yang dibatasi

م ق ت 1. Lisoanul 'Araab, jilid 2 hlm. 90 maddah م ق

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 80.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 108.

<sup>4.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqahoʻ, hlm. 478.





untuk melakukan ihram.<sup>11</sup> Begitu juga waktu yang ditentukan bertemunya ahli sihir dengan Musa a.s., فَجُمعَ السَّحَرَةُ لِيقَاتٍ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 38)

Kata miiqaat adalah bentuk tunggal sedangkan bentuk jamaknya, mawaaqiit, yang artinya tanda waktu, atau waktu tertentu.<sup>23</sup> Berikut kata miiqaat yang tertera di sejumlah ayat antara lain:

- 1) Firman-Nya, وَأَتْمَنْنَاهَا بِنَشْرِفَتُمْ بِيقَاتُ رَبِهِ أَرْتِعِينَ لَيْلَةُ :dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 142)
- 2) Firman-Nya, نَوْفَا الرُسُنُ أَفِيْتُ dan apabila rasulrasul telah ditetapkan waktu (mereka). (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 11) Maka, Ugqitat ialah ditentukan waktunya, yang di dalamnya mereka hadir untuk menjadi saksi bagi umatumat mereka.<sup>3</sup>]
- Firman-Nya, إِنْ يَوْم الْفَصَيْلِ كَانَ مِيقَاتًا (Q.S. An-Naba' [78]: 17) maka, Miiqaataa dimaksudkan dengan batas dan pertanda berakhirnya kehidupan dunia.<sup>4</sup>

## (ٱلْمُقَرَّبِيْنَ) Al-Muqarrabiin

Al-Muqarrabiiń artinya orang yang didekatkan Allah, yakni 'Isa putra Maryam, dan salah satu makna qarbu dari hal penghormatan kedudukannya (al-huzhwah). المُنيَّا وَالْخِنْ عِيمَى ابْنُ مَرْتِمْ وَجِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْخِنْ عَلِيمَى ابْنُ مَرْتِمْ وَجِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْخِنْ Al-Masih 'Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 45)

## (مَقْرَنَة) Maqrabah

Firman-Nya, بتيماذا مفرية: Anak yatim yang ada hubungan kerabat. (Q.S. Al-Balad [90]: 15)

Keterangan

Al-Maqrabah ialah kerabat secara nasab فُلانَ ذَوى فَرَابِثِي أَوْ ,ada hubungan darah). Dikatakan مِنَ آهُلِي مَقْرَبَةٍ, yakni "si fulan mempunyai pertalian kekeluargaan dengan saya".<sup>1]</sup>

## (مُقْتَرِنِينَ) Muqriniin

Firman-Nya, هُنَوْدًا مُن دُهَبُ أُوْجَاءَ مَعَا الْكَبَرِينَ أَسُورَةً مِنْ ذَهَبُ أُوجَاءَ مَعَا مُعَالِينَا : maka mengapakah tidak dipakaikan atasnya gelang-gelang dari emas atau dating malaikatnya sebagai pengawal. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 52)

Keterangan

نَفْتُونِينَ Malaikat-malaikat yang mengiringi Nabi Musa a.s. yang tugasnya memberikan pertolongan dari orang-orang yang menantangnya.<sup>2</sup>

Sedang firman-Nya, إِذَا اسْتَوَائِتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا (Q.S. Az-Zukhruf عَلَيْهِ مَنْجُرِلْنَا مَذَا وَمَا كُتَّا لَهُ مُقْرِيْنَ [43]: 13) Maka, Muqriniin maksudnya ialah orang-orang yang menguasai. Qutrub berkata dan menyenandungkan perkataan 'Amir bin Mudyakrib:

لَقَدُ عَلِمَ الْقَبَائِلُ مَا عُقِيْلُ لَنَافِي الْنَاتِبَاتِ بِمُقْرِنِيْنَا "Kabilah-kabilah itu sebenarnya sudah tahu tak ada seorang pandai pun yang dapat menguasai kita dalam segala penderitaan".<sup>3</sup>]

Dan perkataan orang lain:

رُكِبُتُمْ صَعْبَتَىٰ أَشَرٍ وَحَيْفٍ وَلَسْتُمْ لِلصِبَعَابِ بِمُقِر نَفْنًا

"Kalian telah melakukan dua kesulitan, yakni kesombongan dan kecurangan. Padahal kalian tidak dapat menguasai kesulitan".<sup>4)</sup>

Maka, Muqriniin (yang menguasai) maksudnya ialah yang menguasai unta, kuda, bigal dan himar.<sup>5]</sup>

## (مُقْسِطِيْنَ) Muqsithiin

Muqsithiin: Orang-orang yang berlaku adil. Di antaranya memutuskan perkara dengan tidak memihak, dan tidak terdorong dengan sakit hati. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 45); (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 9); (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8)

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 191.



<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 7 juž 19 hlm. 58.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 88; misalnya Firman-Nya (memotong: يستألونك (Q.S. Al-Baqarah; 2: 189). في الأملة فإن مي مؤافهت للناس والكيم

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm, 179.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 10.

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm. 414.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 161.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 95.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 hlm. 70.

<sup>4.</sup> Ibid.





## (مَقِيلًا) Maqiilaa

Firman-Nya،أَمْنُعَابُ الْعِلْهِ يَوْمِنِدٍ خَيْرٌ مُسْتَقُلٌ وَأَحْسَنُ, Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 24)

Keterangan

Al-Maqiilu ialah tempat yang dihuni untuk bersenang-senang dan bercengkerama dengan istri. Dinamakan al-maqil karena biasanya tempat ini dinikmati pada waktu tidur siang. <sup>1)</sup>

## (مُقْمَحُوْنَ) Muqmahun

Firman-Nya, إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَافِهِمْ أَغْلالًا هَبِيَ إِلَى الْأَفْقَانِ Sesungguhnya Kami telah memasang غَيْمَ مُفْمَحُونَ belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. (Q.S. Yasin [36]: 8)

Keterangan

Muqmahuun adalah mengangkat kepalanya dan disertai dengan menundukkan pandangannya (rafa'ur-ru'uusa ma'a ghadh-dhil-bashari). Ahti Lughat mengatakan, الْإِنْ الْمُعْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## (مَقَامِعُ) Maqaami'un

Firman-Nya, وَنَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ: Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. (Q.S. Al-Hajj [22]: 21)

Keterangan

Maqaami' adalah kata bentuk jamak dari مِفْنعة. Yakni, sesuatu yang dipergunakan untuk memukul, dan merendahkan. Oleh karena itu dikatakan قَمْمُنَهُ فَانَفْتَعَ (aku menghalanginya lalu ia pun tertunduk). 31

## (ٱلْقُوْقِنِيْنَ) Al-Muuqiniin

Firman-Nya, وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتُ لِلْمُوفِئِينَ Dan bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 20)

#### Keterangan

Lil-muqiniin maksudnya ialah bagi orang yang mengesakan Allah, yang dapat menempuh perjalanan yang dapat menyaksikan kepada makrifat (kenal) akan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dapat memandang dengan mata secara waspada dan pemahaman yang tajam. <sup>1</sup>J Sebagaimana yang terjadi pada diri Ibrahim a.s. sebagaimana firman-Nya: dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan Kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan Kami memperlihatkan agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. (Q.S. Al-An'am [6]: 75)

## (مُقُونُنٌ) Muqwiin

Firman-Ñya, نَعْنُ جَمَلَنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَنَامًا لِلْتَقْوِنَ . Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 73)

#### Keterangan

Lil-muqwiin maksudnya bagi para musafir yang tinggal di belantara. المارة التاسيع المارة التاسيع المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة ال

## (مَاكِثُونَ) - Maakitsuuna (مَكَثُ

Firman-Nya, وَنَاذَوَا يَامَالِكُ لَيَقَمَٰى عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ Mereka berseru: "hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di negeri ini)". (Q.\$. Az-Zukhruf [43]: 77)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-maktsu adalah tsubaatun wa intizhaar (menetap dan menunggu).

<sup>4.</sup> Fathul Qadiir, jilid 5 hlm. 158.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 4.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 22 hlm. 145; Abu Übaidah berkata: فنجَ انتجر, apabila unta mengangkat kepalanya dari sebuah telaga dan tidak mau minum. Uhat, Fathul Qodiir jilid 4 hlm. 361.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 428; Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 101.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 178.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 9 juž 27 hlm. 145.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 205.



Dikatakan, نَحْتَ مُكَنَّ بُكُنا. <sup>9</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, عَنَاكِلِينَ فِيهِ أَبْدًا Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 3)

### (مَكُرَ) Makara

Firman-Nya, قَدْ مَكْرَ النَّذِينَ مِنْ فَبَلِهِمْ فَأَنَّى اللَّهُ بُنْيَاتُهُمْ مِنْ Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.... (Q.S. An-Nahl [16]: 26)

Keterangan

Al-Makru ialah memalingkan dari apa yang dia kehendaki dengan suatu tipu muslihat. Yang dimaksudkan di sini, adalah membuat jalan-jalan secara lansung dan mengatur tindakan-tindakan pendahuluan.

Senada dengan ayat tersebut, ialah ungkapan sebuah matsal:

مَنْ حَفَرَ لِلاَحِيْهِ جُبَا وَفَعَ فِيْهِ مُنْكَبَأُ Barangsiapa menggali sumur untuk mencelakakan saudaranya, niscaya ia sendiri yang akan jatuh celaka ke dalamnya.<sup>21</sup>

Maka, *al-makru*, juga berarti pernyataan seseorang tentang maksud hatinya dengan suatu muslihat. Perbuatan ini ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji ialah yang bertujuan baik, dan yang tercela ialah yang tujuannya jahat.<sup>3</sup>]

Dan al-makru, juga berarti pengaturan tersembunyi untuk menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap orang yang menjadi sasaran tipu dayanya, sedang orang itu tidak menyadarinya. Dan kebanyakan adalah untuk menyatakan sesuatu yang buruk dan tercela, seperti dusta dan rencana yang buruk.

Adapun, kalau dinisbatkan kepada Allah, maka hal itu karena sulitnya bahasa itu untuk menyebutkan dengan kata yang tepat gagalnya usaha orang-orang kafir dalam melaksanakan makar mereka, atau memberi balasan atas usaha busuk yang mereka lakukan.<sup>4</sup>

1. Ar-Raghib, *Op. Cit.,* hlm. 491; dan dikatakan: غَمْت بِالْكُانَ مِكْناً وَمَكْنَا عَلَمْ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكَ بر yakni *tawaqquf wa inbihoor,* "berhenti dan menunggu" (menetap). *Mu'jom Al-Wasith*, juz 2 bab *mim* hlm. 281. Kata al-makru banyak dimuat di beberapa tempat. Dan di antaranya ialah firman-Nya, نَوْمَكُرُوا وَمَكُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 54)

## (مَكَّنَ) Makkana

Firman-Nya, وَنُمَكِنَ لَيُمْ فِي الْأَرْضِ وَثَرِيَ فَرَعَوْنَ وَهَامَانَ . Firman-Nya dan akan Kami teguhkan دَوْخِتُودَهُمَا مِبْهُمْ مَا كَانُوا يَخْتَرُونَ dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir`aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. (Q.S. Al-Qashash [28]: 6)

Keterangan

Dikatakan, makkana lahu, berarti 'dia menjadikan baginya tempat yang dipijak dan disediakan untuk diduduki'. Maksudnya di sini ialah kekuasaan atas negeri Mesir. المُحَنَّ فَاللَّهُ عِنْ الشَّمِيّ yakni menjadikannya seorang penguasa. Dan مُحَنَّ فَلاَنَّ عِنْدَ النَّاسِ - مَكَانَة , yakni menjadikannya seorang penguasa. Dan مُنْهُوَ مَكِنْ فَلانٌ عِنْدَ النَّاسِ - مَكَانَة , yakni agung di tengah-tengah mereka رُفْهُوَ مَكِيْنٌ , dan jamaknya .

Makkanahu dan makkana lahu, seperti nashaahahu dan nashaha lahu: menyediakan jalan-jalan baginya dan menjadikannya kuasa untuk berbuat di muka bumi dalam mengatur dan berpendapat. أنه في الأرض وَ الْمَنْفَا مِنْ كُلِ سَهَى، سَبَبَا : Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 84)

Sedang, Makaanakum merupakan katakata yang bermaksud mengancam. Yakni, "tetaplah di tempatmu". أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ Berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). (Q.S. Al-An'am [6]: 135)

Maksudnya, tetaplah dalam kekafiranmu sebagaimana aku tetap dalam keislamanku. 51

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ ،Firman-Nya : [11] Q.S. Huud ) تَطْلُغُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُغُرِيهِ وَمَنْ مُوَكَاوِبٌ

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, hilid 6 juz 18 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 33; lihat penjelasan tersebut di dalam surat. Al-A'raaf [7]: 123.

Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 197; lihat penjelasan tersebut di dalam surat.
 Al-Anfaal (8): 30.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 31.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab kaf hlm. 881.

<sup>3.</sup> Ibid, jılıd 6 yuz 16 hlm. 11.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm.97.

<sup>5.</sup> Depag, Al-Qur'an don Terjemahnyo, catatan kaki, no. 506 hlm. 210.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

-

93) Maka, 'alaa makaanatikum ialah menurut kemungkinan, sejauh-jauhnya dari kalian dalam menyelesaikan pekerjaanmu, dan kemampuan serta kesanggupanmu yang paling puncak. Orang mengatakan: ننجَنْ اَبْلَغُ نَنجُنْ (dia mampu semampumampunya). <sup>1</sup>

## (مَكُنُونَ) Maknuun

Firman-Nya, التُوَلُو الْكَنُونِ: Mutiara-mutiara yang tersimpan. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 23)

Maka, Maknuun adalah yang tersimpan, yakni tidak tersentuh oleh tangan. Mutiara seperti itu adalah mutiara yang paling jernih dan tidak mungkin berubah warnanya. Orang mengatakan:

> قَامَتُ تَرَاءَىٰ يَيْنَ سِجْفَى كِلَّةٍ كَالشَّمْسِ بَيْنَ طَلُوْ عِهَا بِٱلاَسْعَدِ

أُنُّ أَنُّهُ لَهُ إِنَّهُ مَنَّى يُرَهَا يُهِلُّ وَيَسْجُدُ

"Dia bangkit dan muncul di antara kedua bibir kelambu bagaikan matahari dikala terbitnya di negeri Asad. Atau bagaikan mutiara dalam lokannya, yang ditemukan penyelamnya dan tampak cantik ceria. Bila melihatnya, niscaya ia memuja dan bertekuk lutut karena kecantikannya". 21

## (مَكِيْنٌ) Makiin

Firman-Nya, نَيْ هُزُوَّ عِنْدُ ذِي الْعَرْضِ مَكِينِ yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy.... (Q.S. At-takwiir [81]: 20)

#### Keterangan

Makiin (نيخيّن) dalam ayat tersebut ialah mempunyai derajat dan kedudukan di sisi Allah dan segala permintaan dikabulkan oleh-Nya (dzii Makaanatin wa jaahin 'inda rabbi-hi yu'tiihi ma saa'ala-hu). Dalam bahasa Arab dikatakan, هَنَىٰ هَنَىٰ, artinya ia mempunyai pangkat dan kedudukan di sampingnya.

Sedang, إِنْ هَزَارِ مَكِينِ: Tempat yang kokoh (rahim). Yakni, tempat tersimpannya air mani. Sebagaimana firman-Nya, yang berbunyi, وَلْقَدَ الْإِنْسَانُ مِنْ سَلالَةٍ مِنْ طِينِ(١٢) لُمُّ جَعْلَمَاهُ لُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ كما تعلقنا الْإِنْسَانُ مِنْ سَلالَةٍ مِنْ طِينِ(١٢) لُمُّ جَعْلَمَاهُ لُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 12-13)

#### (مُكَامُ) Mukaa-an

Firman-Nya, وَمَاكَانُ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إِلاَ مُكَانُ وَنَصْبِيهُ sembahyang mereka di sekitar baitullah itu, tidak tain hanyalah siulan dan tepuk tangan.... (Q.S. Al-Anfal [8]: 35)

Keterangan

Mukaa-an: memasukkan ujung jarinya ke dalam mulutnya (bersiul). Ilmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam melakukan thawaf orang-orang musyrik meletakkan tangannya yang satu pada tangan satunya lagi, lalu bersiul. Ibnu Abbas mengatakan, "Adalah orang-orang Quraisy bertawaf di sekeliling Ka'bah dengan telanjang, bersiul, dan bertepuk tangan. Bahkan ada pula riwayat dari beliau yang mengatakan, bahwa orang-orang lelaki dengan perempuan bercampur jadi satu, tawaf bersama-sama dengan telanjang. Jari-jemari mereka dijalinkan lalu ditiup hingga mengeluarkan bunyi siulan sambil bertepuk tangan. Ilman sambil bertepuk tangan.

#### ا (ملنءُ) Mil'un

Firman-Nya, بنائة الأوض: sepenuh bumi. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 91)

#### Keterangan

Dikatakan مُوْمَلَيْهٌ بِكُناهُ (dia yang mengisinya begini). Sedang al-mil-u ialah ukuran yang diambil di bijana yang sudah terisi penuh. Dikatakan, غنطني بالأهْ وَبلانِهِ وَثلاثَةُ أَنلانِهِ (berikanlah kepadaku segenggam, dua genggaman dan tiga genggamannya). Sedang maksud ayat tersebut adalah banyak hitungannya, sebagai tamtsil (perumpamaan) yang menunjukkan luasnya dan tak tertampung. 4

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi yilid 4 juz 12 hlm. 75.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 135.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 57,

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 him. 204.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 492.

<sup>4.</sup> ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 1 hlm. 158 maddah ال

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (الْكُلَّةُ) Al-Malaa'u

Firman-Nya, وَقَالُ اللَّهُ مِنْ قَوْمِهِ النَّذِينَ كَفَرُوا وَكَثْبُوا اللَّهُ مِثَا لَكُمْ مِثَا كُمْ مِثَا لَمُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَشْرَبُ مِثَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Keterangan

Al-Malaa', adalah asyraful qaum (kelompok orang-orang yang berlebih-lebihan). Al-Mala' merupakan para pemuka kaum, karena mereka memenuhi mata orang dengan keindahan dan keelokan, karena pakaian mereka dan muka mereka yang rupawan. 21

Di dalam surat An-Naml dinyatakan: قَالَتُ (Q.S. An-Naml [27]: 29) كَامُ الْمُلَا إِنِّي الْلَهِ إِلَيْ كِتَابُ كُرِيمٌ (Q.S. An-Naml [27]: 29) Maka, al-malaa' ialah, kelompok para pembesar suatu kaum dan orang-orang yang istimewa bagi raja.<sup>31</sup>

Adapun firman-Nya, پَسْمُعُونَ إِلَى اللّٰلاَ الْأَعْلَى setan-setan itu tidak dapat rendengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 8)

Maka, *Al-Mala'* yang dimaksudkan dari ayat tersebut ialah golongan yang bersatu dalam satu pendapat. Maksudnya, para malaikat.<sup>4</sup>

### (مُلْتَحَدًا) Multahadan

Firman-Nya, وَانَ أَجِدُ مِنْ ذُوبِهِ المُتَعَادِة Dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Katakanlah; "Sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorangpun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tidak ada yang memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya". (Q.S. Al-Jin [72]: 22)

Keterangan

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz; 18 hlm. 17.

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa multahadan, adalah "tempat berlindung". Sebagaimana perkataan penyair:

يَا لَهُقَ نَفْسِي غَيْرُ مُجْدِيَةٍ

عَنَّى وَمَا مِنْ قَضَاءِ اللَّهُ مُلْتَحَدُّ

"Alangkah sedih diriku, diriku tiada lagi bermanfaat bagi didirku, karena tiada tempat berlindung dari qadha Allah". <sup>1</sup>

Al-Ilhaad ialah menyeleweng dari tengah, baik mengenai sesuatu yang bisa diindera (hissiy) ataupun yang hanya terdapat di alam pikiran (ma'nawiy). Yang pertama adalah artinya asli. Misalnya, liang lahat, pada kubur, yaitu liang yang digali di sisi kubur, tidak pas di tengahyang ,وأَلْجَدُ السَّيْمُ الْحَدَفَ , tengah.<sup>21</sup> Dan misalnya artinya anak panah itu menyimpang ke salah satu sisi sasaran, tidak mengenai tengahnya. Sedang untuk arti yang kedua, misalnya; مَالُ عَن isi fulan menyeleweng dari kebenaran'. الْحَقَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ,Sebagaimana firman-Nya Hanya : وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَمْسَانِهِ مَنْيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 180)

Al-Ilhaad; miring, lahada dan alhada, berarti menyimpang dari jalan yang lurus, maka orang yang menyimpang dari jalan yang haq disebut mulhid. Sebagaimana firman-Nya, وَلَقَدُ مُنَا يَعْمُ فُونَا إِنَّمَا يُعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلَمُهُ بَشَرُلِسَانُ اللّٰبِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهَا يُعْرَفِي مُبِينٌ Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang terang. (Q.S. An-Nahl [16]: 103)

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 141.



<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 187; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-A'raaf [?]: 60.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm 133.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 8 juz 23 hlm. 42.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 102.

Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa multahadaa artinya muljo'an (tempat menetap), dan asainya adalah tempat masuk dari liang lahad (almuddokhol minal-laḥa'). Lihat, Al-Kasysyaof, juz 4 hirn. 171.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilld 3 Juz 9 hlm. 116.

## ~**+**{[

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (الْمُتَلَقِّيَانَ) Al-Multaqiyaani

Al-Multaqiyaani: Dua orang malaikat pencatan amal perbuatan. Seperti firman-Nya, إِذْ يَتَلَفَى (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (Q.S. Qaaf [50]: 17)

Sedang افَاللَّهَاتِ (Malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 5) Maksudnya, yang menyampaikan ilmu dan hikmah kepada para nabi. الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الم

## (مُلْجَأٌ) Mulja-un

Firman-Nya, وَطَنُوا أَنُ لاَ مَلْجَا مِن اللهِ إِلاَ إِنْيَهِ serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepada-Nya saja. (Q.S. At-Taubah [9]: 118)

Keterangan

Dikatakan: لَجَا أَلَى الْحَمَانِ وَغَيْرِهِ, yang artinya dia berlindung ke benteng atau lainnya dan berpegang dengannya. <sup>3]</sup> Begitu pula firman-Nya, مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَانِوْمَنِهُ: Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 47)

## (مَلَكَ) Malaka

Firman-Nya, إِنَ أَوْدَ بِكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Katakanlah: Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalanghalangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu. (Q.S. Al-Fath [48]: 11)

#### Keterangan

Al-Mulku (غثاث), ialah menahan dengan kekuatan dan penekanan. Anda mengatakan, هَنْكُتْ النَّشَيْ , artinya sesuatu itu masuk ke bawah penekananmu dengan sempurna. Dengan arti ini orang cukup mengatakan, لافنك رَأْسَ بَعَرِ, artinya aku tidak mampu memegang kepala untaku dengan sempurna. 41

1 *ibid*, jilid 10 juz 29 hlm. 178.

Adapun غَلِيْنَ artinya yang menguasai, memegang dan mengelolah di dalamnya(untuk mudzakkar dan mu'annas), dan jamaknya اَسُنَا adalah Allah Swt. secara mutlak dan juga berarti malikulmulk (raja di raja), dan maliki yaumiddin (penguasa pada hari Kiamat). Dan al-malik juga berarti yang memegang urusan dan menguasai umat atau suatu kabilah atau suatu negara, dan jamaknya غَنَانِكَ Dan malakuutullah adalah kerajaan-Nya dan keagungan-Nya.

## (مَلَكُوت) Malakuut

Firman-Nya, فَسُيَخَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِ ثَيْءٍ maha Suci Allah yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kami dikembalikan. (Q.S. Yasin [36]: 83)

Keterangan

Al-Malakuut: Kerajaan yang lengkap, seperti kata-kata ar-rahanuut, ar-rahabuut dan al-jabaruut. Orang Arab berkata, جَبُوْفَ خَيْرٌ مِنْ Kekuasaan yang sempurna lebih baik dari pada belas kasihan yang sempurna.<sup>31</sup>

Sedang مَالَنْكَهُ اللهِ , adalah kata jamak dari malakun (مَنْكُ). Asalnya مِنْنِكُ dari بِاللهِ كُوْنَهُ وَالْاَبْلُوْكُ yakni, ar-risalah (utusan). Lalu dibalik dan dikatakan: مَلْرَبُكُ , kemudian dibuang homzah-nya agar mudah membacanya, dan telah banyak dipergunakan. Lalu dipindahkan harakat hamzah kepada lam, Maka dikatakan مِنْنُكُ yang dimaksudkan adalah 'Malaikat penghuni bumi'. 4

#### (مَلُّ) Malla

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab lam hlm 836.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 11 hlm. 40.

<sup>4</sup> Ibid, plid 9 juz 26 film. 91.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 62.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab mim hlm. 886.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 35, Malakuut berarti mulk, seperti irahabuut lebih baik dari rahamuut, dan anda mengatakan turhabu lebih baik dari pada turhamu. Khati Shahih Al-Bukhan, Kitab Tafsiirul Qur'an, jilid 3 hlm. 131; Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ol-malakuut menurut kalam Arab adalah lafaz mubalaghah (arti sangat) tentang al-malak, sebagaimana kata jabaruut dan rahamuut. Fathul Qadiri, jilid 4 hlm. 384.

Infsir Ai-Bagowi, juz 1 hlm. 31; penjelasan tersebut diambil dari surat Al-Bagarah [2]: 30.

## +6

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). (Q.S. Al-Bagarah [2]: 282)

Keterangan

Wal-yumlil dalam ayat tersebut maknanya ialah hendaknya sang penulis menuliskan apa yang dimaksud olehnya. Kata imla' dan imlal, mempunyai makna yang sama. Dikatakan, أَمَّنُ عَنْى عَنْى اللهِ عَنْهَا , artinya saya menyuruh sang penulis agar menuliskannya. أ

## (ملَّةٌ) Millah

Firman-Nya, وَفَالُوا مُودَا أُو نَصَارَى تَبْتَنُوا قُلْ بَلْ الْمِيمَ خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama YaHuudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 135)

Keterangan

Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya, Kitab At-Ta'riifaat, menyebutkan perbedaan antara millah dan ad-diin. Menurutnya millah dan ad-diin keduanya mempunyai arti yang sama namun beda penjelasannya. Bahwasanya syariat ketika ditaati maka ia disebut ad-diin. Dan ketika syariat terkumpul dinamakan millah. Dan ketika syariat itu dikembalikan kepadanya maka dinamakan madzhab. Dan dikatakan pula, bahwa perbedaan antara ad-diin, millah dan madzhab bahwasanya ad-diin disandarkan kepada Allah, millah disandarkan kepada rasul, sedangkan almadzhab disandarkan kepada mujtahid. I

Adapun firman-Nya, مَا سَمِعْنَا يَبْدَا فِي اللّهِ الْخَوْدَةِ إِلَّ (Q.S. Shaad [38]: 7) Maka al-millatul aakhirah maksudnya ialah agama Nasrani. Az-Zarkasyi menjelaskan di dalam kitabnya, Al-Burhan li-'Uluumil Qur'an, bahwa al-millatul aakhirah maknanya al-uula adalah lughat bangsa Qibti. Karena orang biasa menyebut al-aakhirah dengan al-uula. 4

## (مَلِيًّا) Maliyyan

Firman-Nya, وَأَمْنِي نَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينُ Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 183)

Keterangan

Muhallil mengatakan:

فَتَصَدَّعَتْ مِهُمُّ الْجِبَالِ لِلْوَتِهِ وَبَكَتْ عَلَيْهِ الْأَرْمَلاَتِ مَلِيَّاً

"Gunung yang benda mati itu pecah karena kematiannya dan orang yang berduka menangis untuk masa yang panjang". <sup>3</sup>

### (مُمَدُّدَة) Mumaddah

Firman-Nya, قَيْ عَمْدُوهُ (Q.S. Al-Humazah [105]: 9) Maka, 'amadun Mumaddadah maksudnya ialah panjang sejak dari pintu pertama hingga pintu terakhir.<sup>4</sup>]

## (مُمَرُدٌ) Mumarradun

Firman-Nya, قَالَ إِنَّهُ صَرْحُ مُمَرُدٌ مِنْ قَوَارِيز : Berkata Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana yang licin terbuat dari kaca." (Q.S. An-Naml [27]: 44)

Keterangan

Mumarradun; permukaan yang licin. Seperti al-amrad untuk pemuda berarti pemuda yang tidak tumbuh rambut pada wajahnya (kelimis). 51

## (مُمْتَرِيْنَ) Mumtarin

Firman-Ñya, اَلْحَقُ مِنْ رَبِكَ فَلاَ تَكُونَنُ مِنَ اللَّهَ تَينِ Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu

<sup>5.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 hlm. 142; dan غنج آخرة (anak kecil yang kelimis). Lihat, *Muhtaarush-Shibhah*, hlm. 620 maddah



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 71.

<sup>2.</sup> Kitab At-Ta'riifaat, hlm. 106.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 95.

<sup>4.</sup> Al-Burhan fii 'Uluumil Qur'an, juz 1 him. 288.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 120.

<sup>2.</sup> ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 102; Fa-amlaitu berarti غلة (Aku memberi tempo, masa yang panjang), dari نظا (dan غَيْنَ di antaranya adalah لِيَّةَ (lihat, Q.S. Maryam [19]: 46). Dan dikatakan untuk tempat yang terhampar luas di bumi dengan عنا من الأرض (lihat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm. 150.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 54; Lihat, Mu'jam Mufradoz Alfouzhii Qur'an, hlm 494.

<sup>4,</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm, 238.

# +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 147)

Keterangan

Mumtar (نفثرٌ), "orang yang ragu-ragu". Berasal dari kata: إِمَارِي فِي الْأَمْرِ . Begitu juga الْمُرِي فِي الْأَمْرِ . بَالِمُنْكُ jalah "perdebatan", dan juga berarti بَالْمَانُ, "ragu-ragu". 13 Menurut ayat di atas pemindahan kiblat merupakan hal yang diperdebatkan sehingga menimbulkan keraguan, terutama kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, di mana kiblat sebelumnya adalah menghadap Baitul Maqdis. Keraguan yang ditandai dengan perdeatan tersebut direkam di dalam ayat sebelumnya: Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 145-146)

Begitu juga pada ayat yang lain ungkapan فلاتكونَّتَ مِن اللَّهَ يَنْ adalah larangan yang tegas bagi siapa saja yang meragukan Al-Qur'an, sebagai sumber hukum dan mengambil keputusan. Karena Al-Qur'an adalah kalimat Tuhan yang sempurna benar dan adil. (Q.S. Al-An'am [6]: 114, 115)

Begitu juga dengan kata Fii Miryatin (عَرَفِي الْعَالَةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Al Qur'an. Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Qur'an, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Qur'an itu. Sesungguhnya (Al Qur'an) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. (Q.S. Huud [11]: 17)

Dari penjelasan ayat-ayat di atas kata mumtar dan miryah dikenakan kepada mereka yang selalu memperdebatkan keterangan yang sudah pasti kebenarannya (Al-Qur'an). Sehingga akibat yang timbul adalah keraguraguan yang tak diharapkan untuk beriman, yang dalam ayat lain diungkapkan dengan المنافذ "mengesampingkan peringatan". Yakni ragu terhadap peringatan-peringatan dan tidak membenarkannya. (Q. S. Al-Qamar [54]: 36)

## (مُمَزَقٌ) Mumazzaq

Firman-Nya, وَمَرْقَعْنَاهُمْ كُلُ مُمَرُّقٍ; Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. (Q.S. Saba' [34]: 19)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan, نَنْرِيْقُ الْنُمْيَةَ، ialah memotong sesuatu dan menjadikannya berkeping-keping. Dikatakan, نُوْبٌ مَرْبُقْ, atau نُوْبٌ مُنتازِقٌ, atau مُرْبِقٌ, atau مُرْبِقٌ, atau مُرْبِقٌ, atau مُرْبِقٌ, semuanya menunjukkan arti "kain yang robek". Penyair mengatakan:

إِذَا كُنْتُ مَأْكُولاً فَكُنْ خَيْرَاكِلِ وَإِلاَ فَادْرِكَنِيْ وَلَمَّا أُمْزَقِ

"Kalau saya menjadi Makanan Maka jadilah kamu peMakan yang terbaik, dan kalau kamu tidak selamatkanlah aku selagi aku belum dikoyak-koyak.<sup>2</sup>1

Sedang pada ayat ke-7 dari surat ini dinyatakan: Dan orang-orang kafir berkata (kepada teman-temannya): "Maukah kamu kami tunjukkan kepada seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali) dalam ciptaan yang baru?" (Q.S. Saba' [34]: 7)

<sup>2.</sup> Ibid, jrlid 8 Juz 22 hlm. 60



<sup>1.</sup> Ahmad Warson Munawwir, Komus Al-Munawwir, hlm. 1330.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 93.



## (مَمْنُونٌ) Mamnuun

Firman-Nya, إِنَّ الْبَيْنَ المَوْا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْمَ أَجُرُ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka mendapat pahala yang tidak terputus-putus. (Q.S. Fushshilat [41]: 8)

#### Keterangan

Mamnuun: Terputus, Yakni dari perkataan mereka, مَنْنَتْ الْعَبْن , yang artinya saya memutuskan tali. Dengan arti seperti inilah dzut Ishbi berkata: اِنْی لِعَبْرِكَ مَا بِأَس بِذِيْ غَلْق

ِ عَلَى الْصَدِبْقِ وَلاَخَيْرِي بِمَمْنُوْ

Sesungguhnya aku, Demi umurmu tidaklah bapakku itu tertutup (pemberiannya), kepada sahabatnya dan tidaklah kebaikanku itu terputus.<sup>11</sup>

### (مُنْتَقِمُونَ) Muntaqimuuna

Muntaqimuuna: Pemberi balasan. Yakni, Allah Swt. Berasal dari kata intiqaam, tasrifnya: اِنْتَقَمْ اِنْقَهَا فَهُو مُنْتَقِمْ. Artinya membalas, menghukum, menyiksa. Al-intiqaam, asal katanya dari an-niqmah yang artinya ialah kekuasaan dan pembalasan. Dikatakan, اِنْتَقَمْ مِنْكُ , artinya apabila ia menghukumnya karena kejahatan yang dilakukannya. المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

Di sejumlah ayat kata intaqama ditujukan kepada Allah ketika menyikapi para hamba-Nya yang membangkang. Misalnya: الله مُنْتَقِبُونَ Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. Arti selengkapnya: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 16); begitu juga firman-Nya, افَإِنَّا الْمَنْ لِكَ قَالِنًا الْمَنْ لِكَ قَالًا اللهُ اللهُ Sungguh, jika kami mewafatkan mereka (sebelum kamu mencapai kemenangan) Maka sesungguhnya Kami akan menyiksa mereka (di akhirat). (Q.S. Az-Zuhruf [43]: 41)

Allah adalah pemegang hak dalam membalas. Dengan bentuk menyiksa lantaran kedurhakaannya. Dia-lah yang mempunyai kekuasaan untuk menghukum. Misalnya kata-kata, غُو Mempunyai kekuasaan untuk menyiksa.

Sebagaimana firman-Nya, وَاللَّهُ عَزِيرٌ فُو الْتِقَامِ Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 4)

Misalnya yang terdapat di dalam surat Al-Maa-idah ayat 95, tentang orang yang mengulangi membunuh binatang buruan dengan sengaja di saat ihram, dinyatakan:

#### (مُنتَهَا) Muntahaa

Firman-Nya: النرتك للنهامة (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 44) Maka, Ilaa rabbika muntahaahaa: hanya Allah sajalah yang mengetahui kapan terjadinya hari Kiamat. Tidak seorang pun dari makhluk-Nya yang diberi kabar. <sup>11</sup> Didahulukan huruf jer (إلا) adalah mengkhusukan, sekaligus membatasi bahwa apabila seseorang bertanya tentang hari Kiamat, maka pengetahuan mengenainya itu dikembalikan kepada Allah Swt. <sup>21</sup>

### (مَنْسَكًا) Mansakan

Firman-Nya, وَلِكُنُ أَنْهَا مَنْسَكًا لِيَذْكُوا اسْمَ اللهِ وَاحِدٌ قَلَةُ أَسْلِمُوا وَيُشْرِعُ عَلَى مَا رَزْقَهُمْ مِنْ يَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَيْكُمْ إِلَّهٌ وَاحِدٌ قَلَةُ أَسْلِمُوا وَيَشْرِعُ عَلَى مَا رَزْقَهُمْ مِنْ يَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَيْكُمْ إِلَّهٌ وَاحِدٌ قَلَةُ أَسْلِمُوا وَيَشْرِ عَلَى Dan bagi tiap-tiap umat Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah khabar gembiri kepada orang-orang yang patuh (kepada Allah). (Q.S. Al-Hajj [22]: 34)

#### Keterangan

Imam Al-Bagawi menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa نشكي maksudnya ialah penyembelihan binatang ternak (berkurban) di saat melaksanakan haji dan umrah. Maqatil mengatakan, nusuki, adalah (amalan) hajiku. Ada juga yang mengatakan, bahwa nusuki, adalah diini (agamaku). 31

لَكُنِ أَمُهَ جَعَلَنَا مَنْسَكُا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ Firman-Nya, لَكُنِ أَمُهَ جَعَلَنَا مَنْسَكُا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, Maka jangalah sekali-kati mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan

<sup>3.</sup> Talsir Al-Baahawi, juz 2 hlm. 121.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juž 24 hlm. 106.

<sup>2.</sup> *Ibid*, pilid 1 juz 3 hlm. 93.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 35.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 47.



serulah kepada agama Tuhanmu.... (Q.S. Al-<u>H</u>ajj [22]: 67) tihat juga ayat ke-34.

Adapun اَلْنَضِنَ adalah jalan (metode) pengekangan dan menghamba (ath-thariiqatuzzuhdi wa at-ta'abbud). Dan bentuk jamaknya adalah غناها. Dan النُّسِيَّكَةُ adalah setiap yang haq milik Allah ta'ala. Dan النُّسِيَّكَةُ juga berarti tempat penyembelihan (adz-dzabiihah), jamaknya نَسْكُ وَ الْسَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِيكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِلِكُ الْمُعِ

Adapun firman-Nya, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ...dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempattempat ibadah haji kami.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 128)

Maka, Al-mansak, al-mansik dan annusuk, makna asalnya adalah ibadah secara mutlak, kemudian digunakan dalam arti perbuatan-perbuatan haji. Maksudnya di sini ialah penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>21</sup>

## (الْنُخَنِفَةُ) Al-Munkhaniqatu

Ibnu Jarir di dalam tafsirnya meriwayatkan beberapa *qaul* (pendapat). Menurut As-Sudiy, bahwa *al-munkhaniqah* ialah binatang yang kepalanya masuk pada celah di antara dua pohon, lalu tercekik sampai mati. Menurut Ibnu Abbas dan ad-Dahhak, bahwa *al-munkhaniqah*, ialah binatang yang tercekik sampai mati tetapi, menurut riwayat lain dari Ad-Dahhak juga, bahwa yang dimaksud ialah kambing yang diikat, kemudia mati tercekik karena talinya sendiri.

Ibnu Jarir menyatakan pendapatnya sendiri, "Di antara pendapat-pendapat tersebut, yang patut dibenarkan ialah pendapat yang mengatakan, bahwa al-munkhaniqah ialah binatang yang tercekik, apakah tercekiknya itu karena talinya terlalu ketat, atau karena kepalanya masuk ke celah-celah yang sempit, sehingga tak bisa keluar lagi hingga mati." <sup>3]</sup> (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3)

## (الْمُنْشَاتُ) Al-Munsya-aat

Firman-Nya, زنهٔ انجوار اکتفاهٔ: dan kepunyan-Nyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 24) Keterangan

Al-Munsya-aat adalah layar yang dikibarkan dari sebuah bahtera, sedang layar yang tidak dikibarkan dari sebuah bahtera tidak disebut munsya-aat.<sup>1]</sup>

## (مَنْعَ) Mana'a

Firman-Nya, وَإِذَا مَسْهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا: Dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 21)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-man'u (menjegah) adalah lawan dari al-'athiyyah (memberi). Dikatakan رَجُلٌ مَانِعٌ وَمَثْلًاعٌ, yakni bakhil.<sup>2]</sup> Sedang مَنُوعًا, berarti amat kikir.

Firman-Nya, مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعَنَدِ أَنِيمِ (Q.S. Al-Qalam [68]: 12) Maka, manna' (ili-khair ialah menggenggam erat hartanya (bakhil) dan tidak mengeluarkan kewajiban-kewajibannya. <sup>3</sup> Menurut Imam Al-Mawardi, manna' lil-khair ialah menzalimi hak-hak orang lain; kedua, menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam. <sup>4</sup>

## (مَنْفُوش) Manfuusy

Firman-Nya, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِيْنِ الْمُتَفُوشِ. Dan Kami jadikan gunung-gunung seperti bulu yang beterbangan. (Q.S. Al-Qaari'ah [101]: 5)

Al-Manfuusy maksudnya ialah yang bulubulunya diawut-awut (diacak-acak), sehingga sangat ringan dan mudah dibawa, sekalipun kecil.<sup>5]</sup>

## (مَنَاصٌ) Manaashun

Fírman-Nya, وَلاَتُ جِينَ مَنَاصِ: Padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. (Q.S. Shaad [38]: 3)

Keterangan

Al-Manaash adalah tempat melarikan diri (al-mulja'u wa al-ghautsu wa al-khalash). أ Dikatakan, نَاصَ إِلَى كُذَا , berarti berlindung kepada-

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 919.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilld 6 juz 17 hlm. 111; penjelasan tersebut dambil dari surat Al-Hajj [22]: 34.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 2 juz 6 him. 50.

<sup>1.</sup> Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 204.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 495.

<sup>3.</sup> Haatsiyatush-Shaawiy 'alaa Tafsır Jalalain, yuz 6 hlm. 223.

<sup>4.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun Tafsir Al-Maawardi , juz 6 him. 64.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 him. 226.

<sup>6.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 film. 50.



nya (iltajaa-a ilaihi), dan رَنَاصَ عَنْهُ يَنُوْصَ نُوصِا وَالْمُنَاصِ berarti al-muljaa-u (tempat kembali). أ

## (مَنَافِعُ) 'Manaafi

Adapun firman-Nya, ثنافغ إلى أجل لمسقى beberapa manfa'at sampai kepada waktu yang ditentukan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 33)

Manaafi' adalah bentuk jamak dari manfa'atun (masdar mim), yang artinya berbagai manfaat. Adapun kata manaafi' yang tertera pada ayat di atas maksudnya ialah binatang-binatang hadyu itu boleh kamu ambil manfaatnya, seperti dikendarai, diambil susunya dan sebagainya, sampai hari nahar.<sup>21</sup>

Kata manfaat yang tertera di sejumlah ayat berkenaan dengan binatang ternak. Dan berkenaan pula dengan minuman keras (khamer). Namun untuk kata khamer dijelaskan dengan itsmuhuma akbaru min naf'ihima (di dalam khamer itu dosa lebih besar dari manfaatnya). Artinya tidak ada manfaat pada khamer lantaran didahului dengan kata itsmun. Yang berarti dosa mengalahkan manfaat. Sedangkan antara dosa(itsmun) dan manfaat tidak dapat disatukan.

Kemudian disamping manfaat sebagai sarana angkutan, manfaat lain yang didapat dari binatang ternak adalah dapat diperah susunya, menungganginya, menggunakannya untuk membajak dan mengangkut air dan sebagainya. <sup>31</sup> (Q.S. Al-Hajj (22]: 27-28); (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 21-22); (Q.S. Al-Mu'min [40]: 79-80) (Q.S. An-Nahl [16]: 5) Baca Al-Faqiiru, 'Ibratun, Ra-ay (Yurii-kum).

## (مُنْقَارٌ) Munqa'irun

Firman-Nya, نَتْرَعُ النَّاسَ كَانْهُمْ اَعْجَازُنْعُلِ مُنْقَعِرِ yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. (Q.S. Al-Qamar [54]: 20)

## Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa مُنْفَيْغَ مِنْ اصَلِيهِ ialah مُنْفَيْزَ يَّ يَعْمِيْنَ بِيْ اصَلِيهِ yang artinya sesuatu فَعْرَتِ Dikatakan; Dikatakan; الشَّغِرَةُ فَعْرًا فَلاطْ مِنْ أَصَلِيّا artinya pohon itu benar-الشَّغِرَةُ فَعْرًا فَلاطْ مِنْ أَصَلِيّا

1. Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'on, him. 531.

3. Tafsir Al-Maraghi, jılid 5 juz 14 hlm 55.

benar tumbang, yakni tercabutnya (akar) dari tempatnya. <sup>13</sup>

## (مَنَاكِبٌ) Manaakib

Al-Mankibu adalah gabungnya antara lengan atas dan ketiak yang jamaknya manaakib (artinya bahu, pundak), dan di antaranya فَامَشُهِ، ,dipinjam untuk bumi, Seperti firman-Nya في مَنَاكِهَا: Maka berjalanlah di segala penjurunya. (Q.S. Al-Mulk [67]: 15) Maka, meminjam kata almankib untuknya seperti meminjam untuk kata azh-zhahru (punggung), dan mankibul-qaum ialah pemimpin yang arif yang terambil dari bagian anggota badan (pundak); di mana hal yang sama juga terdapat pada kata ar-ra'su untuk arra-iis (pemimpin) dan al-yaddu untuk an-nashiir (penolong). Dan al-ankab adalah yang condong menjauh, yang di antaranya berupa seekor unta yang berjalan dalam keadaan susah payah.2)

## (مُنْكَر) Munkar

Al-Munkar adalah sesuatu yang dipungkiri dan ditolak oleh hati (perasaan sehat), karena sifat-sifatnya merupakan kebatikan dari sifat-sifat al-ma'ruf. المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة الما

Atau munkar juga berarti "tidak mengenal", seperti firman-Nya, قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمُ مَنْكُرُونَ (Q.S. Al-Hijr [15]: 62) yakni Munkaruun maksudnya ialah saya tidak mengenal katian, dan saya tidak mengetahui dari kaum mana katian berasal dan untuk tujuan apa katian datang menghadap saya. 4

Al-Munkar juga berarti apa yang diingkari oleh akal, berupa dorongan-dorongan kekuatan

<sup>4.</sup> Ibid, phd S yuz 14 hlm. 29.



<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 993 hlm. 517.

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 283.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 526.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 3 juz 9 hlm 77.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



emosional, seperti memukul dengan keras, membunuh dan menganiaya manusia.  $^{\rm IJ}$ 

## (مَنَّى) Manna

Al-Manna ialah zat putih yang turun dari langit seperti embun, rasanya manis bagai madu, dan kalau kering, Maka bentuknya seperti getah. <sup>21</sup> Atau jenis makanan yang disebut *taranjabiin.* <sup>31</sup> Bahan tersebut diproduksi oleh semacam dedauan yang kemudia menetes seperti embun, kemudian dikumpulkan dengan dikeringkan. Bahan ini banyak dikumpulkan orang karena enak rasanya. <sup>41</sup> (Q.S. Al-Baqarah [2]: 57)

## (مَنُّ) Manna

Firman-Nya, پُمْنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُوا فَلَ لاَ تَمْنُوا عَلَيْ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِفِينَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِفِينَ الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَاكُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِفِينَ Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar". (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 17)

#### Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan: مِنْنَا وَلِمَثْنُ عَلَيْهِ بِعَلَامُ الْعَلَى بِعَلَامُ وَلِمَثْنُ عَلَيْهِ بِمَا صَبْعَة , "menganugerahkan", "memberi kenikmatan". Sedangkan: المَثَنُ عَلَيْهِ بِمَا صَبْعَة , artinya "mengungkit-ungkit pemberian". Kata المُثَنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

"Maka berlalulah, janganlah kau beri aku suatu pemberian. Pemberianmu dengan suatu kebaikan itu mengeruhkan kenikmatan yang ada padaku". [1]

Maksud "pemberian" di dalam syair di atas adalah pemberian yang mengeruhkan kenikmatan. Yakni, suatu pemberian yang tidak bisa dinikmati.

Kemudian pada ayat lain tentang celaan perbuatan mengungkit-ungkit pemberian dinyatakan, النَّيْنَ يُنْبَقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثَمْ لاَ يُتْبَعُونَ مَا 'Crang-orang yang menafkahkan hartanya di jatan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima). (Q.S. Al-Baqarah [2]: 262)

Adapun pengertian manna, yang berarti "memberi nikmat" (آئفنة) íalah pemberian dari Allah, seperti tertera di dalam firman-Nya: ثَمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِثِينَ إِذَ بَعَثَ فَيهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهُمْ يَتَلُو عَلَيْهُمْ مَالِيَاتِهِ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 164) yakni, kata manna, pemberian yang datangnya dari Allah berupa diutusnya para rasul dan membacakan ayat-ayat-Nya bagi para hamba-Nya yang beriman.

## (اَلْمُنُونُ) Al-Manuun

Firman-Nya, أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَعَرَضَ بِهِ رَبْبِ النَّنُونِ: Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya". (Q.S. Ath-Thuur [52]: 30)

#### Keterangan

طَلَقُ يَوْمًا أَوْيَمُوْتُ خَلِيْلَهَا

Al-manuun artinya "waktu". Dan raibal manuun ialah kejadian-kejadian dan peristiwaperistiwa di dalam waktu. Kata Abu Ad-Du'ali. Seorang penyair mengatakan:

تَرَبُّصْ بِهَا رَبِّبَ الْمُنُونِ لَعَلَّهَا

"Perempuan itu menunggu pergantian masa mungkin dia itu dicerai, pisah sehari atau suaminya telah meninggal".<sup>2)</sup>

## (الْمُنَازِلُ) Al-Manaazil

وَالْقَمَرَ فَقُرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعَرْجُونِ , Fîrman-Nya dan telah Kamî tetapkan bagî bulan :الْقَدِيمِ

Ash-Shabuni, Tafsır Ahkom, jilid 1 him. 307, lihat juga, Tafsır Al-Maroghi, jilid 9 juz 27 him. 29; Al-Bukhan menjelaskan bahwa ol-manuun adalah al-maut (kematian). Lihat, Shohih Al-Bukhan, jiid 3 him. 199.



<sup>1</sup> ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 129; atau berarti ol-munkor adalah setiap yangdihukumi oleh akal yang sehat akan keburukannya, atau keburukannya diketahui melalui dalil syara', atau mengharamkannya, atau membencinya. Lihat, Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab nun hlm. 952.

<sup>2.</sup> tbid, jilid 3 juz 9 hlm. 88; penjelasan tersebut diambil dan surat Ar-Raid (13): 32.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 134; lihat surat Thaaha [20]: 80.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 119; lihat surat Al-Bagarah [2]. 57.

<sup>5.</sup> Kamus Al-Munawwir, hlm. 1361-1362.

<sup>6.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 236.

Syair di atas dikutip dari Kitab Al-Balaaghatul-Woodhihah, hlm.



manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai kepada manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai tandan yang tua. (Q.S. Yasin [36]: 39)

Keterangan

Dinyatakan bahwa الْمَتَاوِلُ adalah kata bentuk jamak dari بَمْتُولُ , yakni jarak yang ditempuh oleh bulan dalam sehari semalam. Dan tertera pula di dalam firman-Nya, هُوَ النَّهِي جَعَلَ الشَّمْنِ ضِياة Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilahmanzilah(tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (Q.S. Yunus [10]: 5)

### (مُنئبُ) Muniib

مُنِيْتِ adalah isim fa'il dari anaaba (tasrifnya: مُنْيِتُ مُنْيَةُ فَهُوَ مُنِيْتُ), artinya: Orang yang suka kembali kepada Allah. (Q.S. Huud [11]: 75) Maksudnya ialah Ibrahim as.

Adapun firman-Nya, المُتَوَّهُ وَاَقْفِهُ وَاَقِيمُوا Dengan kembali bertaubat المَثْلاَةُ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ kepada-Nya dan bertawakkallah kepada-Nya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. (Q.S. Ar-Rum [30]: 31). Yakni, muniib dimaksudkan dengan orang-orang yang kembali, bertaubat kepada Allah. Baca, Anaaba.

## (منْهَاجٌ) Minhaaj

Firman Allah Swt., فَا مَنْهُ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا كَانِهُ فَاحَكُم بَيْهُمْ بِمَاأَنزلَ اللهُ وَلاَتَتْبُغُ لَلَّ يَنْ يَدَيْهُ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهْيَعِبُنَا عَلَيْهِ فَاحَكُم بَيْهُمْ بِمَاأَنزلَ اللهُ وَلاَتَتْبُغُ أَمُوا عَلَى مَنَا جَاءَكُ مِنْ الْجَقِ لِكُنِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِهُمَاجًا وَلَوْ شَاءًا أَفُوا عَلَى مَنَا اللهُ لَجَعَلُكُمْ أَمُهُ وَاجِدُهُ وَلَكِن لَيَبَلُوكُمْ فِي مَاءَاتُكُمْ فَاسْتَلِخُوا الْخَيْرَاتِ اللهُ لَيْجَعِلُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَحْتَلِقُولَ اللهُ يَرْتُلُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَحْتَلِقُولَ (Q.S. Al-Maidah [5]: 48)

keterangan

Kata Minhaaj adalah sebuah istilah yang berbarengan dengan kata syir'ah. Dan بَكْنَ جَعَلْنَا مِنكُمْ terhadap ayat tersebut kata minhaaj adalah di athaf kan (dihubungkan) dengan kata syir'ah(huruf athafnya berupa wawu, و). Dalam dunia tafsir bentuk athaf tersebut dimaksudkan dengan penjelas (lil-bayaan), yakni kata syir'ah adalah minhaaj itu sendiri. Maksudnya masing-

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 8.

masing umat terdapat syariat, tata cara ibadah dan juga minhaaj. Yakni, pedoman (jalan hidup) yang dipegangi oleh setiap umat. Dan diakhir ayat ditutup dengan ungkapan: فَاسْتَبِقُوا الْغَيْرَاتِ لَعَنْ فَيْمَ عَمْنَا فَيْنَاتِكُم بِنا كَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلُونَ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ خِبِيعًا فَيُنْتِنَكُم بِنا كَنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلُونَ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ خِبِيعًا فَيُنْتِنَكُم بِنا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلُونَ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ خِبِيعًا فَيُنْتَزِكُم بِنا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلُونَ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ خِبِيعًا فَيُنْتَزِكُم بِنا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلُونَ وَلِيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## (مُنْهُمر) Munhamirun

Firman-Nya, مَاءٌ مُنْهُمِرُ Air yang tercurah (turun secara deras). (Q.S. Al-Qamar [54]: 11)

Keterangan

Imam al-Maraghi menjelaskan bahwa ننهبر Banyak. Yakni seperti kata seorang penyair:

أَغْنَايَ جُوْدًا بِا لَدُمُوعِ الْهَوَامِرِ

عَلَى خَبْرِيَادٍ مِّنْ مَعْدٍ وَحَاضِرٍ Apakah kedua mataku begitu dermawan dengan mengeluarkan air mata yang banyak atas penghuni gurun maupun penduduk kota yang terbaik dari bani Ma'ad.<sup>11</sup>

## (تَمْهِيدًا) - Tamhiidan (تَمْهِيدًا)

Firman-Nya, نَوْمَهُدُتُ لَهُ تَمْهِيدًا dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapanglapangnya. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 14)

Keterangan

Al-Mahdu ialah apa yang dibentangkan dan dihamparkan bagi bayi; yakni Allah menjadikan bumi sebagai hamparan. <sup>21</sup> Dalam struktur bahasa Arab ayat di atas disebut maf'ul mutlak (pengulangan kata mahhada dengan menyebutkan bentuk masdarnya, tamhiida), yang mempunyai arti benar, sungguh. Maksudnya, Aku (Allah) benar-benar melapangkan rizki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya tanpa ada yang membatasi.

Adapun al-mihaad semakna dengan kata al-mahd, yang terdapat dalam firman-Nya, النبي "Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan..." (Q.S. Thaaha [20]: 53)3)

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 4; lihat penjelasan tersebut pada surat An-Naba' [78]; 6.



Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 89; Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'en, hlm.
 543.

<sup>2.</sup> *lbid,* jilid 6 juz 16 hlm. 117

## -4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapun firman-Nya, نَوْنَعُشْرُونَ إِلَى جَهْنُمْ وَبِلْسَ الْهَاهُ ...dan dan akan digiring ke neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. (Q.S. Ali 'lmraan [3]: 12)

Maka, الْمَكْدُ الْرَجُكُ الْمُعَدُّ (Alas, tikar). Dikatakan, مَهُدُّ الْرَجُكُ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدِّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدِّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدِّ الْمُكَدُّ الْمُكَدُّ الْمُكَدِّ الْمُكَدُّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكَدِّ الْمُكِدِّ الْمُكِدِّ الْمُكَدِّ الْمُكِذِي الْمُكِدِّ الْمُكِدِّ الْمُكِدِّ الْمُكِدِّ الْمُكِدِّ الْمُكِذِي الْمُكِدِّ الْمُكِدِّ الْمُكِدِّ الْمُكِذِي الْمُكِدِّ الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِينِ الْمُكِنِّ الْمُكِنِّ الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُكِذِي الْمُعِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِيْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

Adapun النّهب الله berarti "buaian", "ayunan". Sebagaimana firman-Nya, فَأَشَارَتْ إِنْهُ فَالُوا كَيْفَ نُكُمَّ لَمُ Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" (Q.S. Maryam [19]: 29)

## (مُهْطِئْيَن) Muh-thi'iin

Firman-Nya, نَمَالِالْدِيْنَ كَفْرُوْا قِبْلَكَ مُهْطِعِيْنَ Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 36)

### Keterangan

اmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa مُنْطِئْنِ maksudnya bersegera ke arahmu dan mengarahkan mata mereka ke arahmu untuk mendapatkan apa yang jadikan sebagai bahan ejekan. Orang-orang Arab mengatakan:

بِمَكَّة أَهُلُهَا وَلَقَدْ أَرَاهُمْ

إِلَيْهِ مُهْطِئْيَنَ إِلَى الْسَمَاء

"Di Mekah benar-benar kulihat penduduknya, bersegera untuk mendengarkan kepadanya".<sup>2]</sup>

Sedangkan ثَيْنِطِنَ adalah orang memandang dengan rasa tunduk dan merendah diri. Dan juga berarti 'orang yang terdiam dalam keadaan merendah dan takut'. المُعَمِّعِينَ مُقْتِعِي رُمُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ وَافْلِيتُهُمْ مَوْلاً mereka dating bergegas-gegas dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. (Q.S. Ibrahim [14]: 43)

Firman-Nya, وَدُرْنِ وَالْكُنْبِينَ أُولِ النَّمْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 11)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-mahlu ialah perlahan-lahan (at-ta'addah wa as-sukuun). Dikatakan, مَنَانَ فِي فِعْلِهِ وَعَبِلَ فِي مَمْنِكَةِ (ia santai dalam pekerjaannya dan berperilaku secara ramah). المَانِيَّةِ الْمُعْلِيَّةِ الْمُعْلِيَّةِ الْمُعْلِيَّةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْقِيْةِ وَالْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ الْمُعْلِيْةِ وَالْمِيْعِيْهِ وَالْمُعِلِيْهِ وَالْمِيْلِيْهِ الْمُعْلِيْقِيْةِ وَعْمِيْعِيْهِ وَمُعْلِيْكُوالِيْمِ الْمُعْلِيْعِيْهِ وَعْمِيْلِيْ وَمِعْلِيْعِيْمِ وَمُعْلِيْكُونِ وَالْمُعِيْمِ وَمُعْلِيْكُونِ وَمُعْلِيْكُونِ وَالْمُعِلِيْكُونِ وَالْمُعِيْعِيْمِ وَمُعْلِيْكُونِ وَالْمِيْعِيْعِيْمِ وَمُعْلِيْعِيْمِ وَمُعْلِيْكُونِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْعِيْعِيْمِ وَمُعْلِيْكُونِ وَالْمِيْعِيْمِ وَلْمُعِلِيْكِيْعِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْعِيْمِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْكِيْكِ وَالْمِيْكِيْكِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْعِيْكِيْكِ وَالْمِيْكِيْكِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْكِيْكِ وَلِيْكِيْكِ وَالْمُعْلِيْكِيْكِ وَالْمُعْلِيْكِيْعِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِ وَلْمُعِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِيْكِ وَالْمِيْكِيْعِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْعِيْكِ وَالْمِيْكِيْكِ وَالْمِيْكِيْكِ

Adapun firman-Nya, افَمَهُلُ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ زُوْنِدًا karena itu beri tanggulah orang-orang kafir itu yaitu beri tanggulah mereka itu barang sebentar. (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 17) Maka, dikatakan, apabila anda mengatakan kepadanya secara perlahan, dan أَمْهَلُنُهُ, yang berarti bahwa yang dengannya anda menangguhkannya. 21

## (الْبُيْل) Al-Muhli

Firman-Nya, يَوْمَ تَكُونُ الشَهَاءُ كَالْبُلِي: Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 8)

#### Keterangan

Al-Muhli ialah endapan (kerak) dari minyak, yang berada di dasar wadah. <sup>3</sup> Atau al-muhli berarti tahi minyak atau logam yang mencair, seperti timah dan tembaga. <sup>4</sup> Sedangkan al-muhl pada ayat di atas ialah keadaan hancurnya langit saat Kiamat tiba, dan kehancurannya seperti luluhan perak.

Al-Muhl sebagai keadaan sangat mendidihnya air sebagai minuman penghuni neraka. Seperti tertera di dalam firman-Nya, يَشُوي الْوُجُوهُ يَفَانُوا بِمَاءِ كَالْمَةِ لَا يَسْوِي الْوُجُوهُ ...mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29); selanjutnya al-muhl tersebut masuk ke perut peminumnya sebagaimana dinyatakan, كَالْمَانِ فِي الْبُطُونِ (la) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 45)

<sup>(</sup>مَيَّلَ) Mahhala

<sup>1.</sup> *Ibid*, jilid 8 juz 23 hlm. 132; *al-mihoad* ialah *al-firaosy* (hamparan). Jihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 150.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 74; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 541.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ha' hlm. 988.

Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 497.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 497.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 66.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 140,

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (مُهَيِّمِنٌ) Muhayminun

Firman-Nya, وَأَنْوَلْنَا إِلْيَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصَيْدِهَا عَلَيْهِ وَالْحَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ لِنَ يَدِيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ لِنَا لَكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ لِنَا لَكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ لِنَا لِيكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ لِنَا لِللّهِ Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 48)

#### Keterangan

Dikatakan: مَيْمَن فَلان, yakni berkata aamiin (mudah-mudahan ada dalam lindungan-Nya). Dan مَيْمَن عَلَى كَدُا , yakni هَيْطَرْ عَلَيْهِ وَرَاقِبُهُ وَحَمْطَهُ , yakni هَيْمَن عَلَى كَدُا (menguasainya, menemaninya dan menjaganya). Sedang تَيْبِينِيْ adalah salah satu dari asma Allah yang berarti yang dekat yang menguasai segala sesuatu dan yang menjaganya. <sup>1)</sup> Lihat, Q.S. Al-Hasyr [59]: 23.

### (مَهِيْنٌ) Mahiin

Firman-Nya, مناءِ مَهِني: Air yang hina. (Q.S. As-Sajdah [32]: 8)

#### Keterangan

Mahiin (yang hina) dalam ayat tersebut disandarkan kepada air mani yang membentuk jabang bayi (manusia). Sedangkan kata mahiin yang disandarkan kepada orang yang banyak bersumpah, dinyatakan, وَلا نَطِعْ كُلُ خَلَافِ مَهِنِ مَهِنِ dan janganlah kamu ikut setiap orang banyak bersumpah lagi hina. (Q.S. Al-Qalam [68]: 10)

Kata Mahiin, dalam ayat tersebut adalah sifat dari hallaaf (orang yang banyak bersumpah) yang artinya "yang lemah hatinya". (dari Mujahid). Dan menurut Ibnu 'Abbas mahiin adalah al-kadzdzoab (pendusta). Menurut Al-Farra' mahiin dalam ayat tersebut ialah al-faajir (banyak dusta, kata-katanya selalu kotor). 31

## (مَهِيْلاً) Mahiilan

Firman-Nya, كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 14)

#### Keterangan

Mahiilan ialah halus dan lunak. Sehingga bila terinjak kaki akan menggelincir ke bawah. <sup>11</sup>

## (مَوْئِلاً) Maw-ilan

Firman-Nya, نَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئُلا sekalikali mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 58)

#### Keterangan

Mau-ilun artinya tempat berlindung. Orang mengatakan: وَإِنْ فَلَانٌ إِلَى كُفَا (fulan berlindung kepada ini).<sup>2]</sup>

yang مُنْجَاً , adalah مَوْنِلاً , adalah مِنْجَاً وَالْ فَلانٌ لِل كَذا: Dikatakan: وَالْ فَلانٌ لِل كَذا: Artinya "tempat kembali". Dikatakan: وألا وومولاً و yakni, apabila ia kembali kepadanya. أ

Di dalam Asaasul-Balaaghah, dinyatakan وَاللهُ مُوَاءَلُةٌ وَهَذَا مُونَا القَوْمِ dan ungkapan: لِقَالِهُ مُوَاءَلُةٌ Maksudnya, خَانِفٌ artinya ia seorang yang penakut. Dan ungkapan: وَوَاءَلُ الطَّائِرُ مُوَاءَلُهُ maksudnya, ia menjadi tempat berlindungnya seekor burung karena takut dari serangan burung elang.

## (مُوْبِقاً) Muubigan

Firman-Nya, وَيُوْمِيْقُولُ نَادُوا شُرَكَانِي النَّذِينُ زَعَمْتُمْ فَلَا عَوْمُهُ مَوْمُنَا بِيُهُمْ مَوْمُنَا اللهُمْ وَجَعَلْنَا بِيُهُمْ مَوْمُنَا (Yang ketika itu) Dia berfirman: "Panggilah olehmu sekalian sekutu-sekutu-Ku yang kamu katakana itu". Mereka lalu memanggilnya tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka). (Q.S. Al-Kahfi [18]: 52)

#### Keterangan

Al-Muubiqu ialah tempat kebinasaan, yaitu neraka. Orang mengatakan: وَنِقَ وَاتِمًا , dengan wazan yang sama dengan wasaba-wusuban, artinya binasa.<sup>5]</sup>

Sedang firman-Nya, أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَا كُسَيُوا وَيَعْفَ عَنْ (Q.S. Asy-Syuura [42]: 34) maka, yuubiqhunna maknanya menghancurkan mereka (kapal-kapal). Orang berkata mengenai seorang penjahat

Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 160; Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 547.



<sup>1</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab ho' Nim.1005.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 9 juz 18 hlm. 151.

<sup>3.</sup> Al-Farra', Abu Zakariya Yahya bin Ziyad, Mo'oanil-Qur'on, pentahqiq: Ustadz Muhammad Ali Al-Najjar: Daar Mishriyah t.t., juz 3 hlm. 173.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 115

<sup>2.</sup> Ibid, jihd 5 juz 15 hlm. 165.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 joz 15 hlm. 165.

واق A. Az-Zamakhsyan, Asoosul-Balooghah, hlm. 663, Maddah واق





aubagat dzunubuha (الْوَنَقَتْ ذُنُونِيَّا), "dia dibinasakan oleh dosa-dosanya sendiri".19

## (الْمُوْتَى) Al-Mawta

Firman-Nya, قُلْ مُؤْتُوا بِعَيْظَكُمُ . Katakanlah (kepada mereka): Matilah kamu karena kemarahanmu itu". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 119)

Keterangan

Al-Mawtu (الْيُوَتُّدُ): Rusak. Sedangkan, amaatahu (أَمَانَة), adalah Allah menjadikannya tidak bisa merasakan apa-apa dan juga tidak sadar, namun ruhnya masih tetap ada. Hal ini sama halnya dengan yang terjadi terhadap ashaabulkahfi.21 Sedangkan lafaz al-mautu (الْيَوْتُ), ialah orang yang mati, maksudnya orang-orang kafir yang terbelenggu oleh kekufurannya yang lekat dalam hatinya, sehingga tidak bisa lagi diharapkan untuk mendengarkan yang disertai dengan renungan, yang kemudian diikuti dengan sikap tunduk terhadap seruan. Lalu, untuk lafaz sebagaimanan dikatakan oleh Muhammad منيت bin Yazid:

لَيْمَ مَنْ مَاثَ فَاأَسْتَرَاحَ بِمَيْتِ إِنَّمَا الْمَيِّثُ مَيْثُ أَلاَحْيَاءِ إِنَّمَا الْمَيْثُ مَنْ يَعِيْشُ كَنِيْباً كَاسِفاً بَالُهُ فَلِيْلَ الرِّجَاءِ كَاسِفاً بَالُهُ فَلِيْلَ الرِّجَاءِ Page

"Orang yang meninggal dunia lalu istirahat bukanlah mayit, akan tetapi mayit itu adalah mayit yang masih hidup. Sesungguhnya mayit itu adalah orang yang hidup namun sedih hatinya, susah dan tipis harapannya".

Dalam pada itu sebagian orang berpendapat bahwa kata al-maait adalah orang yang mati. Sedang al-mait dan al-mayyit adalah orang yang belum meninggal dunia. Lalu dia pun bersyair:

وَمَنْ بَكُ ذَا رُؤْحٍ فَذَا لِكَ مَيَتٌ

وَمَا الْمُيَتُ إِلَّا مَنْ إِلَّى الْفَيْرِ يَحْمِلُ "Barangsiapa yang masih memiliki ruh, itulah mayit, sedang al-mayyit tak lain adalah orang yang digotong ke kubur".31

I. Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 44.

Pada surat Al-Anbiyaa' ayat 34: أَقَانُ مِتُ فَهُمُ الغَالِنُونَ. Maka, kata al-maut maksudnya ialah permulaannya yang berupa berbagai penderitaan yang berat, sedang yang menemuinya ialah nyawa yang berpisah dengan badan. 13

Adapun firman-Nya, ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِهَا وَلاَ يَحْيَا (Q.S. Al-A'laa [87]: 13) Maka, Laa yamuutu, maksudnya (tidak mati) sehingga ia terbebas dari semua penderitaan.2)

الِنَّهُ مَيَةِ Adapun firman-Nya, A'raaf [7]: 57) Maka mayyit ialah tandus, yang maksudnya ialah daerah yang tandus.

## (مَوْجٌ) Mawjun

Firman-Nya, مَوْجٌ كَالْجِبَال: Gelombang yang seperti gunung. (Q.S. Huud [11]: 42-43)

Keterangan

Mawjun, artinya gelombang. Yakni, sebuah gelombang yang menyerang kaum Nabi Nuh a.s. yang mengandung siksa. lihat juga surat An-Nuur [24]: 40.

## (مَوْعِظَةُ الْحَسَنَةِ) Maw'izhatul Hasanah

ادع الى سبيل ربك با الحكمة و الموعظة ,Firman-Nya . serulah manusia kepada: الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن .. jalan Tuhanmudengan ikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.... (Q.S. An-Nahl [16]: 125)

Keterangan

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Allah menjadikan tingkatan dakwah menurut tingkatan manusia. Orang yang memenuhi dakwah, menerima dari kalangan intelek, yang tidak mengingkari kebenaran, diseru dengan cara hikmah; orang yang menerima namun lalai dan menunda-nunda, diseru dengan memberi pelajaran yang baik, hal ini berlaku terhadap perintah dan larangan yang disertakan dengan anjuran dan peringatan. Sedangkan orang yang suka membantah dan ingkar, dibantah dengan cara yang lebih baik. Inilah yang benar tentang makna ayat ini,33

قَالَ أَنْ يُشْنِي هَذِهِ اللَّهُ بِعَدِ مَوْنِهَا فَأَمَانَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامَ ,Sebagaimana firman-Nya (Q.S. Al-Bagarah (2): 259) Maka, amaatahu maksudnya ialah Allah menjadikannya tidak bisa merasakan apa-apa. Juga tidak sadar, tetapi ruhrya masih telap ada. Lihat, Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 22.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 163; Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa al-Mubarrad berkata: moyyit (dengan tasydiid ya' nya) dan mayıt (tanpa təsydid ya' nya) adalah satu makna (yakni mati). Lihat, fathul Qadiir, jilid 4 hlm. 340.

<sup>1</sup> *lbid*, plid 6 juz 17 hlm. 28.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 125.

<sup>3.</sup> Terjemah Tafsir Ibnul Qayyım, Tafsir ayat-ayat Pılıhan, oleh: Karthur Suhardi, penyusun: Syaikh Mohammad Uwais An-Nadwiy, Tahoig: Mohammad Hamid Al-Figgy, Darul Falah, Cet ke 1, Rabi'ul Tsani 1421 H/ Juli 2000 M, hlm. 400.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Begitu juga penyebutan ayat tersebut berarti persoalan jidal (debat, diskusi). Artinya bertemunya dua hal yang bertentangan, atau bertemunya dua persoalan yang mempunyai sudut pandang berbeda demi menentukan titik temunya. Maka seruan ayat tersebut kata hikmah juga berarti mau'zhatul hasanah. Artinya mau'zhatul hasanah dimaksudkan sebagai bayan (penjelasan), dan wawu pada wal mau'izhah adalah athaf bayan(sebuah tafsiran) terhadap kata bil-hikmah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka hikmah dimaksudkan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari kata zhalim.

Kata al-hikmah dalam konteks dakwah sebagaimana ayat di atas dapat dinyatakan bahwa dakwah para nabi, baik dari isi materi dakwah dan kepribadiannya, adalah menyerukan, "Sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya". Artinya materi dakwah itu sendiri harus mengandung kebenaran, berdasarkan wahyu Allah, karena wahyu Allah berupa seperangkat aturan hukumnya sudah tersusun berdasarkan ilmu-Nya. Dan dalam berdakwah dirinya (penyeru) tidak terpengaruh oleh ajakan, rayuan orang-orang bodoh, dengannya ia membelokkan hukumhukum Allah, seperti yang kerap dipraktekkan oleh ahli kitab terdahulu, dengannya mereka disebut rabb(tuhan), dan di sinilah letak mempersekutukan Allah. Sabda Rasululah:

بَلَى أَثَهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْمُ الْحَلَالَ وَ اَحَلُوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَبْعَهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَةُمْ إِيَّاهُمْ

"Bukankah apa-apa yang mereka haramkan dan apa yang mereka halalkan kamu terima? Jawabnya: Ya betul! Maka sabda Rasulullah: Itulah arti menganggap mereka sebagai tuhan (*Rabb*)."<sup>1</sup>]

Kemudian bentuk kemusyrikan dalam berdakwah disindir pada ayat yang lain:

> ْ وَافْعُواْ اِلْى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "Ajaklah mereka kepada tuhahmu dan janganlah sekali-kali kamu menjadi bagian dari orang-orang mempersekutukannya". (Q.S. Al-Qashash [28]: 87)

### (مَوَاخِرَ) Muwaakhira

Firman-Nya, اَوْتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوْاخِرْلِبُنْتُغُوا مِنْ فَصْلِهِ... dan pada masing-masingnya kamu lihat kapalkapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. (Q.S. An-Nahl [16]: 14)

Keterangan

Dinyatakan: مُغَرَبُ السُّفِينَةُ – مُغَرُّ وَمُغُورًا Kapal membelah air. Dan مُوَاجِرٌ adalah kata dalam bentuk jamak dari مُعَرِّ مُالِيهُ berarti 'yang berjalan'. Dan dikatakan pula: مُغَرِّ الْنَاءُ ٱلأَرْضَ berarti air membelah bumi. كا

### (مَاءٌ) Maa-un

Firman-Nya, هَاءِ مَهِيْنِ; Air yang hina. (Q.S. As-Sajdah [32]: 8)

Keterangan

Dan air sebagai sumber hidup dinyatakan di dalam firman-Nya, وَاللّٰهُ خُلَقَ كُلُ دَائِةٍ مِنْ مَاءِ (Q.S. An-Nuur [24]: 45); begitu juga firman-Nya, وَجَعَلْنَا (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 30) yakni Kami hidupkan dengan air yang turun dari langit kepada tiap-tiap sesuatu, mencakup hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maknanya bahwasanya air adalah menjadi sebab kehidupan bagi segala sesuatu. Imam Al-Qurtubi memberi makna antara lain: 1) sesuangguhnya Kami menciptakan segala sesuatu berasal dari air, demikian menurut Qatadah, 2) menjaga kelangsungan hidup segala

Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, penerjemah: H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, cet. ke I jilid IV, hlm. 41, PT. Bina Ilmu-Surabaya.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab mim him. 875.

<sup>2.</sup> Tafsir Ai-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 55.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufarodat Alfaazhii Qur'an, hlm. 498.

<sup>4.</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa *al-mao'* maksudnya ialah *nuth-fah*, ınılah pendapat yang banyak dipegang para ahlı tafsir. Lihat, Asy-Syau-kani, *Fathul Qadiu*r, Cet. Ke-3 Daar Al-Fikr (1973M/1393H), ıılid 3 hlm. 40S; lihat juga, *Haasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalalain*, juz 4 hlm. 150.

## ~

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

sesuatu dengan air, 3) Kami jadikan air sulbi segala sesuatu yang hidup, demikianlah yang dikatakan oleh Qutrub. Dan ja'alna dengan makna khalaqna. أو جَعَلْنَا مِنَ الله , maksudnya air yang Kami turunkan dari langit, dan apa yang Kami tumbuhkan dari bumi. Maka kehidupan pada tiap-tiap sesuatu bergantung dengan air, maka hidupnya hewan dengan adanya ruh, dan hidupnya tumbuh-tumbuhan kesuburan tanah yang menghasilkan buahnya. أ

### (مَادَ) Maada

Firman-Nya, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَعِيدَ بِيمْ Dan tetah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 31)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-maidu ialah menggoncangkan sesuatu yang besar seperti goncangnya bumi.<sup>31</sup> Sedang, *Tamiidu* yang tertera pada ayat di atas juga berarti bergerak dan goncang.<sup>41</sup>

Sedang firman-Nya, وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ (Q.S. An-Nahl [16]: 15) Maka, *al-maidu* maksudnya ialah bergerak dan bergoncang ke kanan dan ke kiri. <sup>51</sup>

## Maara (يُمَارُ) - Yumaaru (يُمَارُ) dan Yamiiru (يَمِيُرُ)

Firman-Nya, يُوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا Pada hari ketika langit benar-benar goncang. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 9)

Keterangan

Tamuur artinya goncang dan bergetar, sedang ia (langit) tetap pada tempatnya. Al-maur pada asalnya berarti bolak-balik, pulang pergi. Dan kadang-kadang diartikan 'berjalan', secara mutlak. Sebagaimana dikatakan oleh Al-A'sya:

كَأَنَّ مِشْنِتُهَا مِنْ بَيْتِ جَارِيَهَا مَوْزُ السَّحَايَة لاَرُنْتٌ وَلاَعْجَلٌ مَوْزُ السَّحَايَة لاَرُنْتٌ وَلاَعْجَلٌ

"Jalannya dari rumah kekasihnya seolaholah jalannya awan yang tidak lambat dan tidak pula terlalu cepat".<sup>6</sup>1 Firman-Nya, اَلْاَ إِنَّ النَّبِينَ يَعَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي صَلَالٍ Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya Kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 18) Maka, yumaaruun(mereka berdebat). Berasal dari فَرَبَتُ النَّافَةُ yang artinya kamu mengusap tetek unta untuk memerah susunya.karena masing-masing dari dua orang yang berdebat pendapat menyuruh lawannya untuk mengeluarkan isi hatinya. <sup>11</sup>

Adapun firman-Nya, وَلَقَدْ أَنْدَرُهُمْ بِطَشَتْنا Dan sesungguhnya dia (Luth) telah semperingatkan mereka akan azab-azab Kami, Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. (Q.S. Al-Qamar [54]: 36)

Maka, Tamaarau bin-Nudzur maksudnya ialah "mereka ragu terhadap peringatanperingatan dan enggan membenarkannya".<sup>2)</sup>

Sedang firman-Nya, نَرْدُتْ إِنْيْنَا وَنَهِيرُ أَفْلَنَا barang-barang kami dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi Makan keluarga kami.... (Q.S. Yusuf [12]: 65)

Maka, Namiiru ahlanaa maksudnya ialah Kami memberi makanan kepada keluarga kami. Al-miirah, ialah makanan yang dibawa seseorang dari suatu negeri ke negeri lain.<sup>3</sup>]

وَكَأَيِّنَ مِنْ ءَايَةٍ فِي الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Firman-Nya, (Q.S. Yusuf [12]: 105) يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (Maka, Yamurruuna 'alaihaa artinya mereka (P. Menyaksikannya.

## (اَلْمُؤْرِيَاتِ) Al-Muuriyaat

Firman-Nya, أَنْفُرِيَاتٍ قَنْحاً: Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya). (Q.S. Al-'Aadiyat [100]: 2)

Keterangan

Al-Muuriyaat adalah bentuk jamak dan mufradnya مُوْرِية Asal katanya adalah al-iiru (الإيز), yang berarti mengeluarkan api. Dikatakan, فَكُنُ أَوْزِي Artinya bila ia membuat api dengan batu api atau alat lainnya.<sup>5]</sup>

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 6 juz 11 hlm. 188.

<sup>2.</sup> Lihat, Haasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalalain, juz 4 hlm. 150.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradot Alfoazhil Qur'an, hlm. 498.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 6 juz 17 hlm. 23.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 55

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm, 17.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 25 htm. 30.

<sup>2.</sup> *Ibid*, jilid 9 juz 27 hlm. 92.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 film. 14.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 48,

Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 221; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 277.

## --

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (أَاتِّأَزُّ) Imtaazu - (مَاز) Maaza

Firman-Nya, نَوَامُ أَيُّنَا لَلْجَرِمُونَ Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. (Q.S. Yasin [36]: 59)

#### Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan: مَازُ- تَمْيُرُو اِمْتَالَى , "terpisah". ''I Yakni, yang batil meninggalkan ciri-cirinya dengan jelas; begitu juga yang haq menandaskan kriteria dan bekasnya secara nyata. Oleh karena itu jelasnya persoalan batil dan yang haq, di ayat lain Allah menjelaskan, نِنْمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّتِب supaya Allah memisahkan gotongan yang buruk dari yang baik.... (Q.S. Al-Anfal [8]: 37)

#### (مَالَ) Maala

Firman-Nya, وَبُرِيدُ النَّبَينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهُوَاتِ أَنْ تَعِيلُوا مَيْلُوا مَيْلُوا عَلَيْنَا sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). (Q.S. An-Nisaa' [4]: 27)

#### Keterangan

Al-Mail ialah condong dari salah satu dari dua sisi, dan dipergunakan dalam hal kecurangan (al-jaur). Dan apabila dipakai pada tubuh maka ia dikatakan dengan postur yang miring.

قَلاَ نَبِيلُوا كُلُ الْلَئِلِ فَقَدْرُوهَا ,Sedang firman-Nya ذَا تَبِيلُوا كُلُ الْلَئِلِ فَقَدْرُوهَا ,Sedang firman-Nya cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 129)

Maka dikatakan بِنْتُ اِنَهِ, yakni aku merasa berat kepadanya. Oleh karena itu dinyatakan dengan sikap melawan, menghadang (*'aradhan*). <sup>11</sup>

Seperti firman-Nya, وَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَلِكُ وَالْمِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجِدَةُ وَالْجَدَاقِةُ وَالْجِدَةُ وَالْجَدَاقُ وَالْجَلِيقِيقُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيقُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي و

## Al-Maalu (كَالُـا)

Firman-Nya, وَفِي أَمُوَالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَخْرُومِ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 19)

#### Keterangan

Amwaal adalah jamak dari maalu, yakni harta benda. Di dalam peribahasa dinyatakan: الْلِيَّا الْمِيَالُ Artinya: Harta benda itu penarik hati. المَّالُ الْمِيَالُ Artinya: Harta benda itu penarik hati. المَّالُ Maka, dalam ayat tersebut amwaal adalah hak yang harus dibagikan kepada yang berhak. Ar-Raghib menjelaskan bahwa harta benda disebut dengan al-maal karena keberadaanya yang kerap membengkokkan dan menggelincirkan. المَّالِيُّةُ الْمُعْلِيْنِ



<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 498-499.





<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 138.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 499.







#### (ن) Nuun

Firman Allah Swt., وَذَا النُّرَنِ إِذْ ذَمْتِ مُعَاضِبًا Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 87)

Keterangan

Nuun adalah ikan hiu (ikan besar); bentuk jamaknya adalah ¿iii. Sedangkan dzu nuun, adalah pemilik ikan hiu, yaitu Yunus (Yohanes putra Matius). I Ibnu Manzhur mengatakan bahwa Yunus (Laqab, Yunus bin Matta) dinamakan dzu nun, dikatakan demikian karena ia pernah ditelan ikan, sedang nun adalah al-haut (ikan) itu sendiri. I

#### (نَاءَ) Na-aa

Firman-Nya, وَإِذَا أَنْفَمَنَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَ نَاهَ بِطِائِبِهِ Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpatinglah dia. (Q.S. Al-Isra' [17]: 83)

Keterangan

Naa-a bi-jaanibihi, arti harfiyahnya, "menggerakkan bahunya". Yakni, bersikap sombong dari metakukan ketaatan dan meninggalkannya di belakang punggungnya (menyepelehkannya).3]

Adapun firman-Nya, النَّنُوهُ بِالْعَصِيْبَةِ أَولِي الْقُوَّةُ Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. (Q.S. Al-Qashash [28]: 76)

Maka, *Tanuu-u* pada ayat tersebut berasal dari نائی پېخ الحتان, yang berarti beban berat yang membuatnya miring(berat sebelah menahan karena bebannya). Zurrumah mengatakan:

تَنْوَءُ بِأُخْرَاهَا فَلاَءْيَاقِيَامُهَا

وْتَمْشِي الْهُوَيْنِي عَنْ قَرِيْبٍ فَتَهْرُ

"Ia memberati belakangnya hingga berdirinya menjadi condong dan berjalan perlahan-lahan ke jarak yang dekat, lalu ambruk". 1

Sedang firman-Nya, وَهُمْ يَتَهُونَ عِنَاهُ وَيَتْلُونَ عَلَهُ وَإِنْ Sedang firman-Nya, وَهُمْ يَشْغُرُونَ Mereka melarang (orang المُبَيِّكُونَ إِلاَ الْفُسِيَّةُ وَمَا يَشْغُرُونَ Mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Qur'an dan mereka sendiri menjauhkan diri dari padanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. (Q.S. Al-An'aam [6]: 26)

Menurut Imam Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata: Wayan-auna ialahyatabaa 'aduun(mereka saling menjauhi). <sup>2</sup> Sedangkan, An-na 'yu 'anhu pada ayat tersebut pengertiannya mencakup berpaling dari mendengarkannya, dan juga berarti berpaling dari petunjuk-Nya. <sup>3</sup>

#### (نَبَاةٌ) Naba-un

Firman-Nya, غن الثَبَا العَظِيم (Q.5. An-Naba' [78]: 2)

Keterangan

An-Naba' berarti berita yang dipergunjingkan dan dijadikan perhatian. Sedang berita yang dimaksud adalah hari berbangkit dari kubur dan menghadap Allah yang menguasai dan sekatigus menjadakannya. <sup>4</sup>

Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya: Katakanlah (Ya Muhammad): Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Katakanlah: "Berita itu adalah berita yang besar". (Q.S. Shaad [38]: 65-67)

Ar-Raghib mengatakan: tidak disebut sebagai berita dalam hal sumber berita, sampai berita tersebut menjadi yang memiliki faedah besar yang dengannya didapati pengetahuan,

I. Tofsır Al-Moraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 63

<sup>2.</sup> Lisoanul 'Arab, jilid 13 hlm. 430 maddah 🔊

<sup>3.</sup> Tafsir Af-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 81.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 92.

<sup>2</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 130.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 96.

<sup>4.</sup> Ibid, jihd 10 juz 30 hlm. 4.



atau kemampuan menundukkan sesuatu yang zhan. <sup>11</sup> Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa nabaul-a'zhiim maknanya, antara lain: 1) Tentang Al-Qur'an, 2) Tentang hari kebangkitan, dan 3) Tentang Nabi Muhammad saw. <sup>21</sup>

Sedang النبي adalah isim fa'il (pelaku) dari an-nabaa', "berita penting dan besar artinya". Dalam istilah agama, an-nabiyyu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diberitahu tentang hal-hal sebelumnya tidak diketahui dengan usahanya sendiri, baik berupa berita atau hukum yang dengan adanya pemberitahuan itu, dia langsung mengerti bahwa berita atau hukum itu berasal dari Allah Swt. <sup>31</sup>

Adapun firman-Nya, نَيْ عَبَادِي أَنِي أَنَا الْفَقُورُ الرَّحِيمُ (Q.S. Al-Hijr [15]: 49) maka dikatakan: الْبَنَّا الْفَوْمُ إِنْبَاءً , berarti 'saya memberikan kabar kepada suatu kaum'. أ Sedangkan seorang nabi dikatakan demikian karena ia bertugas memberi khabar tentang Allah (dengan dibuang hamzahnya, yakni أنلَيْعُ, bukan dengan memakai hamzah, نَلْتُى

Kata an-Nabiy yang tertuju kepada Muhammad saw. dengan redaksi yaa-ayyuhan-Nabiy, antara lain:

- 1) Tentang memberi semangat berperang. (Q.S. Al-Anfal [8]: 65)
- Tentang memperlakukan tawanan perang. (Q.S. Al-Anfal [8]: 70)
- Tentang perintah berjihad melawan orangorang kafir dan munafik (Q.S. At-Taubah [9]: 73), (Q.S. At-Tahrim [66]: 9)
- Tentang larangan tunduk terhadap kemauan orang-orang kafir dan munafik. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 1)
- Tentang memberikan kesadaran kepada para istri beliau saw. untuk tidak menginginkan dunia berserta hiasannya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 28)

 Tentang fungsi Nabi saw. sebagai saksi dan pemberi kabar gembira serta kabar takut. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 45-46)

- Tentang dihalalkannya bagi beliau saw. terhadap perempuan-perempuan dalam peperangan dan yang ikut hijrah bersamanya, secara khusu, dan tidak berlaku untuk mukmin lainnya. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 50)
- 8) Tentang perintah berjilbab terhadap perempuan mukminat. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59)
- 9) Tentang janji setia untuk tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, dan perintah menerima janji setia mereka. (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 12)
- Tentang mencerai istri-istrinya agar memperhatikan masa iddah. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 1)
- 11) Tentang teguran dari Allah seputar pengharaman sesuatu yang dihalalkan oleh Allah (Q.S. At-Tahrim [66]: 1)

غَمُنُونَ عَلَى النَّبِيّ Adapun firman-Nya, (33]: 56) Bershalawat untuk Nabi. (Q.S. Al-Ahzab

Maksudnya, bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat; dari malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: "Allahumma Shalli 'alaa Muhammad"."

Sedangkan firman-Nya, نَوْنُونَ النَّهِي Menyakiti Nabi. Mereka adalah orang-orang munafik. Arti selengkapnya: Di antara mereka (orang-orang munafik) ada orang yang menyakiti Nabi dan mengatakan: "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya". Katakanlah: "la mempercayai semua yang baik baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman di antara kamu". Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. At-Taubah [9]: 61)

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jiilid 3 him. 231; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him. 500.

<sup>2.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 1 hlm. 162 maddah 🗐

<sup>3.</sup> Tofsir AFA. :raghi, jilid 3 juz 9 hlm. 77; kata berasal dari الثيود بالبيرة yang berarti bahwasanya ia yang paling mulya dari seluruh makhluk (asyrafu 'ala sao-rii-khalqi). Dan di antaranya orang Arab mengatakan bentuk tosghir (peremehan)-nya غين yang ditujukan kepada Musailamah Al-Kadzotab. Ibnu Manthur, Op. Cit., jilid 1 hlm. 163 maddah المارية

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 him. 29.

<sup>5.</sup> Lisaanul 'Arab, jiild 1 hlm. 163 maddah 🖂 🔾

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1230 hlm.

## ~**6**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (ٱلنُّبُوَّةُ) An-Nubuwwatu

An-Nubuwwatu: pangkat kenabian. Kata nubuwwah biasanya berdampingan dengan kata al-kitaab dan al-hikmah, semuanya diberikan kepada para mabi dan rasul-Nya. Sebagaimana tertera di sejumlah ayat:

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan karena kamu mempelajarinya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 79) lihatjuga, (Q.S. Al-An'am [6]: 89)

Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, dan Kami jadikan kenabian dan al-Kitab pada keturunannya. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 27)

Dan Kami berikan kepada bani Isra'il al-Kitab, kekuasaan dan kenabian. (Q.S.Al-Jaatsiyah [45]: 16)

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan keturunan keduanya kenabian dan al-Kitab. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 26)

Kata an-nubuwwah, menurut ahli tafsir biasa dinyatakan dengan an-ni'mah, seperti yang terdapat pada firman-Nya, ثَوْلاَ أَنْ تُدَارَكُهُ بِعْمُهُ بِنِ رَبِهِ (Q.S. Al-Qalam [68]: 49) Maka, ni'mah maksudnya ialah an-Nubuwwah (pangkat kenabian), demikian kata Adh-Dhahhak; kedua nikmat Allah berupa keluarnya Yunus dari perut ikan, demikian kata Ibnu Bahr."

Para nabi dan rasul semuanya diberi wahyu dalam membimbing umatnya; dan keberadaanpun ditugaskan untuk menyembah Allah, فَاأَنُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

Datangnya seorang nabi dan rasul hanya untuk dipatuhi, dan bersamaan dengan itu kedatangannya menimbulkan ba'saa' dan dharraa, bagi penduduknya. seperti dinyatakan, وما ارسلنا في قربة من نبي الا اخذنا اهلها با اليأساء و الضراء "Dan tidaklah Kami utus di suatu desa seorang nabi melainkan Kami timpakan penduduknya berbagai macam kesusahan agar mereka tunduk menyerah." (Q.S. Al-A'raf [7]: 94)

Kemudian ketaatan kepadanya lantaran terdapat izin-Nya. seperti dinyatakan, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ المِسْلَةِ مِنْ اللهِ الْعَلَيْمَا عَلِيْهِ اللهِ الْمُسْلِينِ الْأَلِيْمَا عَلِيلُونِ اللهِ اللهِ الْمُسْلِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## (نَبَاتًا) Nabaatan

Firman-Nya, وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaikbaiknya. (Q.S. Nuh [71]: 17)

### Keterangan

الثبَّث Al-Laits berkata: setiap yang ditumbuhkan oleh Allah di atas bumi adalah nabtun, dan an-nabaat adalah bentuk fi'il-nya yang berlaku di tempat bentuk isimnya. <sup>1</sup>

Sedang firman-Nya, الثنيّة نبَيْه فَيْقَالِنَا اللهِ كَانِيّة اللهُ كَانِيّة اللهُ كَانِيّة اللهُ كَانِيّة اللهُ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 37) Maka, Wa anbatahaa maksudnya ialah memeliharanya dengan hal-hal yang membuat keadaannya baik.<sup>2</sup>1

## (نَيَذُ) Nabadza

Firman-Nya, وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَيَندُوهُ وَرَاءَ طَهُورِهِمْ dan jangan kamu menyembunyikannya. Lalu mereka metemparkan janji itu ke belakang punggung mereka (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 187)

#### Keterangan

Fa-nabadzuuhu waraa-azhuhuurihim: Mereka membuang dan tidak menganggapnya sama sekali. Dan, makna kebalikannya ialah menjadikannya sebagai perkara yang dipentingkan, yaitu menjadikan mereka di hadapan mata. <sup>3</sup>

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 2 juz 4 hlm. 155.



<sup>1.</sup> Lihat, An-Nukatu wal 'Uyuun Tafsir Al-Maawardi, juz 6 hlm. 73.

ن ب ت الله 1. ibnu Manzhur, Op.Cit., jilid 2 hlm. 95 maddah

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 142.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Dikatakan bahwa الثبنة adalah ath-Tharhu wal ilqa'u, yakni melemparkan dan membuang jauh-jauh karena tidak diperhitungkan lagi. الإنتية المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة ا

Intabadzat berarti mengucitkan diri dan menjauh. المَانِيْتُ مِن Sebagaimana firman-Nya, إِذِ الْنُفِيْتُ مِنَّ ketika ia (Maryam) menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. (Q.S. Maryam [19]: 16)

### (نَتَقَ) Nataqa

Firman-Nya, وَإِذْ نَنْفُنَا الْجَبْلُ فَوَقَهُمْ (Dan ingatlah) ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 170)

Keterangan

Nataqnal-jabala: Kami meninggikan gunung, demikian penafsiran yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sedang marfu' kata-kata itu diartikan, "kami goncangkan gunung". Seperti kata orang, nataqas-saqa', "dia menggerak-gerakkan timba penyiram dan mengibas-ngibaskannya, supaya buihnya keluar". Atau ada pula yang mengartikannya, "Kami mencabut gunung, seperti yang kebanyakan dikatakan oleh para ulama. 4

An-Nataqu ialah menggoncangkan atau menarik-narik. Artinya terjadi semacam gempa bumi pada gunung tersebut. أمّ Sebagaimana firman-Nya, وَإِذْ أَخَذُنَا مِثَانَاتُكُمْ وَقَفْنًا فَوَقَكُمُ الطُّورُ خَذُوا مَا فِيهِ تَعْلَكُمْ تَتّقُونَ Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) di atasmu (seraya

Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 63)

## Natsara (نَثْرَ)

Firman-Nya, نوپذَه الْحُواجِبُ الْنَتَرَتُ Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. (Q.S. Al-Infithaar [82]: 2)

Keterangan

Firman-Nya, غبنة مَنْلُوزا Debu yang beterbangan. Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi: Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. (Q.S. Al-Furgan [25]: 23)

### (النَّجْدَيْن) An-Najdain

Firman-Nya, وَهَنَيْنَاهُ النَّجَدَيُنِ dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (Q.S. Al-Balad [90]: 10)

Keterangan

النَّفِيَةُ Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa النَّفِيَةُ ialah jalan yang tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan *an-najdain* adalah jalan yang baik dan yang buruk(*al-khair wa asy-syarr*). 11

#### (نَحَسُّ) Najasun

Firman-Nya, بِنُمَا التَشْرِكُونَ نَجِينَ Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. (Q.S. At-Taubah [9]: 28)

Keterangan

Ar-Raghib mengatakan bahwa النجاسة adalah kotoran (al-qadzaarah). Dan kata ini mempunyai dua makna, yakni penilaian secara hissiy (berdasarkan rasa) dan penilaian yang dapat dijengkau oleh penglihatan (mata). Maka, innamal musyrikuuna najasun, yang tertera pada ayat di atas, dikatakan, najjasahu, yakni menjadikannya najis. Dan najjasahu juga berarti menghilangkan najisnya. Di antaranya

<sup>1.</sup> Ibid. plid 10 juz 30 hlm. 158; Al-Kosysyaaf, puz 4 hlm. 256; Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalami kitab tafsirnya bahwa an-najdu adalah ath-Thariiq fi irrifaa" (palan tentang ketinggiannya). Para ahli tafsir mengatakan bahwa an-najdain adalah sebagai penjelas padanya jalan kebaikan dan palan keburukan. Sedang asal an-najdu adalah tempat yang tinggi, jamaknya نخود. dan di antaranya Nejed (nama negara) karena tingginya permukaan daratannya dari pada daratan tihaamah. Fothul Qadiir, jilid 5 hlm. 444.



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 502.

<sup>2.</sup> Ash-Shabuni, Tofsir Ahkum, jilid 1 hlm. 64.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 him. 40.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 97.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm 135.





yakni, sesuatu yang mereka lakukan terhadap anak-anaknya dengan mengalungkan tali jimat agar dapat mengusir gangguan setan. <sup>1</sup>

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa orang musyrik diserupakan sebagai sesuatu yang najis, karena itu sesuatu yang najis tidak bisa tidak melainkan kotor yang paling fatal yang menyeret seseorang untuk mengugurkan amalan-amalan lainnya seperti salat dan puasa.<sup>21</sup>

## (الْنَجْمُ) An-Najmu

Firman-Nya, النجم الثابت: Bintang yang cahayanya menembus. (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 3)

Keterangan

An-Najm ialah semua jenis bintang, apabila mereka terbenam atau naik. Orang mengatakan, di huruf ha difathahkan), yakni bintang itu jatuh dan terbenam. Sedang النَّجْمُ مُونَ النَّجْمُ مُونَ النَّجْمُ مُونًا النَّجْمُ مُونًا النَّجْمُ مُونًا bintang itu jatuh dan terbenam. Sedang itu naik dan meninggi. Sejumlah ayat yang memuat kata annajm, di antaranya: Firman-Nya, النَّجْمِ مُ مُسَمِّدًا والنَّجْمِ مُلْسِيّدً (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 8); Firman-Nya, النَّجْمِ إِذَا النَّجْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya bintang (an-najm atau an-nujum) dijadikan sebagai bahan sumpah. Dan Allah Swt. berkuasa untuk menjadikan ciptaannya sebagai sumpah yang menunjukkan agungnya sesuatu yang dipakai sumpah dan menarik perhatian yang serius bagi pembaca firman-Nya.

## (الْنَجْوَةُ) - An-Najwah (نَجِيَاً) Najiyyan

Firman-Nya, وَإِذَ تَجَيْنَاكُمْ مِنَ اللِّ فَرَعُوْن Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir`aun) dan pengikut-pengikutnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 49)

Keterangan

Kata najwah adalah masdar dari najaa yanju najwan (نَجَا يَنْجُوْنَجُوْنَ) artinya "selamat", Imam AlKata selamat pada ayat di atas adalah selamatnya jiwa dan raga seseorang. Maksudnya, yang dapat menyelamatkan seseorang dari suatu mara bahaya hanya Allah semata, tiada selainnya. Demikian makna kata najjaina (Kami, Allah Swt., selamatkan).

Di samping mempunyai arti selamat, kata najwah juga berarti berbisik-bisik, atau bercakap-cakap. Seperti firman-Nya, ثَوْنَسُووْا النَّجُوْى الْمُنْوُوا النَّجُوْى Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan merka merahasiakan percakapan (mereka). (Q.S. Thaaha [20]: 62)

Maksudnya, mereka menyembunyikan bisikannya, tidak saling berbisik di hadapan orang lain. Atau membahas sesuatu dalam bentuk bermusyawarah. Seperti firman-Nya, فَنُهُ خَلْصُوا نَجِيًا (Q.S. Yusuf [12]: 80) Maka, Najiyyan maksudnya ialah sambil berbisik-bisik untuk memusyawarahkan apa yang mereka katakan kepada ayah mereka.

Firman-Nya, وَنَادَيْنَاهُ بِنَ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْنِي وَفَرْنَاهُ نَجِهًا (Q.S. Maryam [19]: 52) Maka, Najiyyan dalam ayat tersebut ialah bermunajat dan berbicara dengan Allah tanpa perantara. <sup>4)</sup> Najiyyan pada ayat tersebut ditujukan kepada Musa a.s., sewaktu dia bermunajat kepada tannya dengan tanpaperantara. Kata tersebut semakna dengan ayat wa kaliamaliaahu musa takliima, dan dia bernar-benar bercakap-cakap (secara langsung) dengan Tuhannya. Baca Kallama.

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 503-504; thnu Manzhur menjelaskan, الثقيق واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن واللهجن adalah kotoran dan manusia dan dari setiap sesuatu yang mengotorinya. Dikatakan: رجن dan jamaknya رجنان مجن dan jamaknya ن ونجن (Arob, jilid 6 htm. 226 maddah ن و اللهجنة المحكمة).

<sup>2.</sup> Shofwaatut-Tafaasiir, jillid 1 hlm. 530.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 9 juz 27 hlm. 42.

<sup>1</sup> Ibid, Jilid 1 juz 1 hlm. 112.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 4.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 5 juz 13 hlm. 25

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 60.



#### (نَحَبُ) Naḥaba

Firman-Nya, نَّمَبُهُمْ مَنْ فَعَمَى نَحْبَهُ وَمِبُهُمْ مَنْ يَنْتَطِرُ di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu.... (Q.S. Al-Ahzab [33]: 23)

Keterangan

An-Nahbu adalah بَوْجُونَمْ بِوُجُونِهِ, yakni nazar yang ditetapkan sebagai kewajibannya. Dikatakan, قَمْنَى فُلانٌ نَعْبَهُ, yakni menyempurnakan nadzarnya. Sedang, Qadha nahbahu pada ayat tersebut maksudnya ialah selesai dari nazarnya dan telah menunaikan janjinya. Serta bersabar di dalam berjihad di jalan Allah hingga gugur sebagai syuhada', seperti halnya sahabat Hamzah dan Mush'ab Ibnu Umair. 21

## (نَحَتَ) Nahata

Firman-Nya, وَتَنْجَلُونَ مِنَ الْجِبَالِ لِيُونًا فَارِهِينَ Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 149)

Keterangan

An-Naḥtu ialah melubangi sesuatu yang keras.<sup>3</sup> An-Naḥtu: memahat dan an-nuhaat, berarti pemahatan, sedang al-minhat (المُنْخَذُ perarti alat untuk memahat (pahat).<sup>4</sup> Dikatakan, berarti alat untuk memahat (pahat).<sup>4</sup> Dikatakan, نَعْتَ الْغَشْبُ وَالْحَجْزُ وَنَعْوَمُنا (kayu dan bebatuan yang terpahat).<sup>5</sup>

## (الْنَحْرُ) An-Na<u>h</u>ru

Firman-Nya, فَصَانَ لِرَبِكَ وَانْعَرْ: Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. (Q.S. Al-Kautsar [108]: 2)

Keterangan

An-Naḥru (النَّحَز), secara khusus diperuntukkan bagi unta, yakni tempat penyembelihan pada sapi betina dan kambing. <sup>6</sup> Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa an-naḥru adalah naḥrulbadan (pengorbanan raga). Ada yang mengatakan bahwa an-naḥru maksudnya adalah shalat ied dan berqurban (النَّصَيْحِيَّةُ). <sup>7</sup> Baca Qaraba, Mansakan. Firman-Nya, ن يَوْمِ نَحْسِ: pada hari nahas. (Q.S. Al-Qamar [54]: 18-19)

Keterangan

An-Nahsu ialah kemalangan lawan dari assa'du (kemujuran). المنافقة adalah asap yang tidak memuat kobaran. Seperti firman-Nya, غَرْسُكُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِوْنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (darinya). (Q.S. Ar-Rahman [55]: 35)

Asal an-nahs ialah memerahnya ufuk lalu menjadi seperti kobaran api tanpa asap kemudian menjadi perumpamaan tentang kemalangan, kesialan (النشأة). Sebagaimana dikatakan oleh An-Nabighah:

تَضَىَّ كُضضوْءِ السِّرَاجِ السَّلِيُّطُ لَمْ يَجْعَلِ الْله فِيْهِ ۖ نُخاسًا

"Engkau bercahaya bagai cahaya lampu yang cemerlang, tiada asap yang Allah jadikan di sana".<sup>21</sup>

## (الْنَحْلُ) An-Nahl

Firman-Nya, وَأَوْضَ رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ اتَّعِلِي مِنَ الْجِبَالِ ,Firman-Nya dan Kami wahyukan kepada : 'يُتُونُا وَمِنْ الشَّجْرِوَمِمًا يَعْرِشُونَ tebah: "Buatlah sarang-sarang dibukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". (Q.S. An-Nahl [16]: 68)

Keterangan

An-Nahl adalah hewan yang istimewa. Para ahli hukum menjelaskan bahwa an-nahl (lebah) bila hinggap pada tiap-tiap sesuatu tidak pernah menimbulkan mudarat dengan keberadaannya sebaliknya, ia membawa manfaat yang besar, yang di antaranya sebagai obat sebagaimana yang telah disifati oleh Allah Swt. المقالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 506.



<sup>(</sup>نَحَسَ) Nahasa

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 505.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 21 hlm.

<sup>3.</sup> Ibid, ulid 3 juz 8 hlm. 197.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 89-90.

<sup>5.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 505.

<sup>6.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 611.

<sup>7.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 291

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 506; Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm.

tbid, hlm, 506; dan syair di atas diambil dari Tafsir Al-Moraghi,
 jilid 9 juz 27 hlm. 117.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (نخلَةٌ) Ni<u>h</u>latun

Firman-Nya, ثَوْمَاتُوا النِّسَاءُ مَيْثُوْا لِيَسْاءُ مَاتُوا النِّسَاءُ مَيْثُوْا لِيَسْاءُ مَاتُوا النِّسَاءُ مَاتُوا النِّسَاءُ مَاتُوا النِّسَاءُ مَاتُوا النِّسَاءُ للعالَمُ berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.... (Q.S. An-Nisaa' [4]: 4)

#### Keterangan

Nihlah ialah pemberian dan hibah. 13 Ar-Raghib menjelaskan bahwa An-Nahlah dan an-nihlah adalah pemberian dengan jalah bersedekah (tabarru'), dan kata nihlah lebih khusus dari hibah (hadiah) karena tiap-tiap hibah adalah nihlah sedang tidaklah tiap-tiap nihlah itu bisa disebut hibah. 23 Menurut riwayat Al-Kalbiy, bahwa pada masa jahiliyah pihak wali (laki-laki) apabila menikahkan putranya karena hendak dijadikan keluarganya, maka ia (calon pengantin perempuan) tidak diberi mahar sedikitpun. 33

### Nakhiratan (نَحْرَةُ)

Firman-Nya, أَبِنَا كُمَّا مِطَامًا نَجُرة Apakah akan (dibangkitkan juga) apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat. (Q.S. An-Naazi'at [79]: 11)

#### Keterangan

An-Nakhirah: usang dan lapuk dimakan zaman.<sup>4</sup> Dan 'izhaaman nakhirah adalah tulang belulang yang hancur. Kata ini berkaitan dengan kebangkitan tubuh manusia saat Kiamat tiba. An-Naakhirah dan an-nakhirah mempunyai pengertian yang sama, seperti halnya kata ath-thaami'u dan ath-tham'u, al-baakhil dan al-bakhiil. Sebagian mereka mengatakan bahwa an-nakhirah adalah al-baaliyah (yang rusak), dan an-naakhirah adalah tulang yang busuk yang diterbangkan oleh angin yang menusuk hidung.<sup>5</sup>]

## (الْنَخْلُ) An-Nakhi

Firman-Nya, وَالنَّعْلَ دَاتُ الْأَكْمَاعِ dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. (Q.S. Ar-Rahman [54]: 11)

#### Keterangan

An-Nakhlu terkadang dipergunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Dan an-nakhlu adalah

mengayak menjadi lembut dengan ayakan. Dan, انتخلت الشّين (aku mengayaknya lalu mengambil pilihannya). أ

Kata ini diangkat sebagai gambaran kehancuran kaum 'Ad, sebagaimana firman-Nya: yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. (Q.S. Al-Qamar [54]: 20)

Dari sisi sejarah kata an-nakhl(pohon kurma) pernah digunakan dalam menggambarkan keadaan Maryam di saat mengandung dan terasa sakit ketika akan melahirkan anak. Sebagaimana dinyatakan, مَذَا وَكُنْتُ نَسْيَا مَلْسِيًا Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai alangkah aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berguna, lagi dilupakan". (Q.S. Maryam [19]: 22)

#### (نَدُمَ) Nadama

An-Nadamu dan an-nadaamah ialah attahassuru min taghayyuri ra'yi fi amrin faa-itin (merugi dari berubahnya pandangan terhadap perkara yang telah lewat).<sup>2]</sup> Maksudnya, menyesal.

Sedangkan ناوینین: Orang-orang yang menyesal. Adapun kategori orang-orang yang menyesal, نادینی، antara lain:

- Kaum Nabi Saleh a.s. Yang menyembelih unta. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 156-157).
- Kelompok yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 51-52).
- Orang yang mudah menyiarkan suatu berita sebelum diteliti terlebih dahulu tentang kebenarannya. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 6)
- Orang-orang yang berkeyakinan bahwa hidup ini hanya kehidupan di dunia ini saja dan tidak akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, dan tidak mau beriman kepadanya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 37, 38, 40)
- Orang-orang yang beranggapan bahwa azab itu bisa ditebus dengan harta kekayaan yang

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid, jilid 2 juz 4 htm. 185

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 506.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 3 juz 5 hlm. 17.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 22. 5. Lihat, Shohih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 222.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 507.

<sup>2.</sup> tbid, hlm. 507

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dimilikinya ketika melihat azab neraka. (Q.S. Yunus [10]: 54)

Selanjutnya, وَأَسْرُوا النَّذَاهَ Kedua belah pihak menyatakan penyesalan. Berkaitan dengan usaha berlepas dari pertanggungjawaban antara pengikut (orang bodoh) dan yang diikuti (orang alim):

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". Kedua belah pihak menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. Dan Kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Saba' [34]: 33)

#### (نَادُ) Naada

Firman-Nya, إِذْ نَادَى رَبُهُ بِدَاءُ خَفِينًا; yaitu tatkala ia berdo`a kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. (Q.S. Maryam [19]: 3)

#### Keterangan

Naada Rabbahu artinya berdoa kepada Tuhannya. Atau naada berarti memanggil untuk meminta tolong. Misalnya, غاوية Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), (Q.S. Al-'Alaq [96]: 17) maka, An-Naadiy adalah tempar berkumpulnya suatu kaum. Dan suatu tempat yang belum beranggota belum bisa dinamakan naadi. Sebagaimana dikatakan penyair:

وَفِيْمُ مَفَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوْمُهُمْ وَانْدِيَةُ يَنْتَابِهَا الْقَوْلُ وَ الْفِعْلُ

"Mereka (kaum yang dipujinya) memiliki tempat-tempat (yang anggotanya) berwajah indah dan nadi-nadi di dalamnya sebagai tempat aktifitas mereka".<sup>2]</sup>

Firman-Nya, اَيُ الْفَرِيقَانِ عَيِّرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا (Q.S. Maryam [19]: 73) Maka, Nadiyyan: Majlis dan tempat pertemuan. Serupa dengan kata ini ialah an-naadiy (nun dengan mad). Dikatakan, ia adalah majlis tempat orang-orang bertemu

untuk suatu pembicaraan atau musyawarah. Dari kata itu terbentuklah kata *Daarun-Nadwah*, yaitu tempat orang-orang musyrik bermusyawarah untuk urusan mereka. <sup>1</sup>1

Sedang, نائناد؛ Penyeru (malaikat). Sebagaimana firman-Nya, نَوْاسَتُمِغَ يَوْمَ يُفَادِ النَّنَادِ مِنَ مَكَانِ قَرِيب dengarkanlah seruan pada hari penyeru(malaikat) menyeru dari tempat yang dekat. (Q.S. Qaaf [50]: 41)

### (نَذَرَ) Nadzara

Firman-Nya, إِذْ فَالْتِ امْرَاذُ مِمْرَانُ رَبِّ إِلَيْ نَدْرَتُ لَكَ مَا فِي (ingatlah), ketika istri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. ... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 35)

#### Keterangan

An-Nadzr, secara bahasa berarti tekad melaksanakan sesuatu, baik melaksanakan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan tersebut. Secara istilah berarti, tekad dalam melakukan ketaatan sebagau upaya menndekatkan diri kepada Allah.<sup>2</sup>1

Dan tertera pula di dalam firman-Nya, إِنِّي كَا تَنْتُرَتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْيَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, Maka aku tidak akan berbicara kepada seorang manusiapun pada hari ini. (Q.S. Maryam [19]: 26)

Sedang firman-Nya, نُمْ لَيُوْمُوا نَفْتُهُمْ وَلَيُوفُوا (Q.S. Al-Hajj [22]: 29) كَنُوزَهُمْ وَلَيْطُوْفُوا بِالْبَيْتِ الْفَتِيقِ (Maka, an-nudzuur maksudnya ialah perbuatan baik yang dinazarkan dalam ibadah haji. <sup>3</sup>] Baca Shaum; Insiyyan

Adapun al-indzaar ialah menyampaikan wahyu dibarengi dengan perkataan akan adanya hukuman bagi siapa yang membangkang dan bermaksiat. <sup>4</sup> Sebagaimana firman-Nya, إِنْ أَنَّا الْإِنْ نَقْبُومْ لِمُوْمُونُ Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 188)

<sup>3.</sup> *tbid*, jilid 6 juz 17 hlm. 106. 4. *tbid*, jilid 3 juz 9 hlm. 133.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 32.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 201.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 6 juz 16 hlm. 76.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 43.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Berikut pengertian kata *an-nadzr* yang menunjukkan peringatan sekaligus pembawanya: a) *An-Nadzr* berarti 'para pembawa peringatan' *Ibid*, misalnya: فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُكْر. Alangkah dasyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (Q.S. Al-Qamar [54]: 30)

Maka, اللَّذُونَ yang tertera di dalam ayat tersebut adalah rasul-rasul. Maksudnya, mendustakan Nabi Shalih sama saja dengan mendustakan seluruh rasul Allah, karena prinsip-prinsip syariat mereka adalah sama. أ

b) An-Nadzr berarti 'peringatan itu sendiri', misalnya, إِنَّ الْتَوْتِاكُمْ عَنْدَانِا قَرِيبًا (Q.S. An-Naba' [78]: 40) Maka, al-indzaar maksudnya ialah pemberitahuan atau peringatan tentang kejadian yang tidak diinginkan yang bakal terjadi.<sup>21</sup>

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa al-indzaar, al-iblaagh wa al-i'laam (pemberitahuan) hampir-hampir tidak ada kecuali dalam hal menakut-nakuti (at-takhwiif) yang telah tersebar di suatu jaman yang berfungsi sebagai bentuk penjagaan, pemeliharaan, dan jika tidak maka ia hanya menjadi sekedar tersebar tanpa nilai, tidak membekas (is'aar) dan bukan lagi sebagai peringatan (indzaar).<sup>3)</sup>

Secara khusus pembawa peringatan dinyatakan dengan nadziirun (ننين) adalah isim fa'il (pelaku), "pemberi peringatan", mereka adalah para nabi dan rasul. Kata ini dijelaskan di berbagai ayat, antara lain: (Q.S. Al-A'raaf [7]: 173, 187); (Q.S. Huud [11]: 12); (Q.S. Al-Hajj [22]: 49); (Q.S. Asy-Syu'araa' [26:] 115); (Q.S. Al-Ankabuut [29]: 50); (Q.S. Saba' [34]: 46); (Q.S. Fathir [35]: 23); (Q.S. Al-Anqaaf [46]: 9)

## (نَزَعَ) Naza'a

Firman-Nya, وَأَنْ الشَاعَةُ لاَ رَئِبَ فِيهَا إِذْ يَتَغَازَعُونَ يَيْهُمْ ...dan kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 21)

Keterangan

lmam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa النَوَاء ialah *taslibu wa yu'abbiru bihi 'ani a-zawaali* 

1. Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 90.

2. Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 11.

(merampas menjelaskan tentang keruntuhannya). Dikatakan: بَرَعَ اللهُ عَنِ الشَّهِيّ, artinya mudah-mudahan Allah menghilangkan (kejahatan) darinya. أ

Maka dapat dikatakan bahwa an-naz'u ialah 'mengeluarkan sesuatu dari tempatnya'. Dan wa naza'u yadaahu (mencabut tangannya), maksudnya ia mengeluarkan tangannya dari saku bajunya, setelah dia masukkan, yaitu seusai dia melemparkan tongkat. <sup>21</sup> Seperti firman-Nya, وَنَوْعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Berikut makna kata naza' di sejumlah ayat:

- 1) Naza' berarti musyawarah, misalnya: وَتَنَازَمُوا (Q.S. Thaaha [20]: 62) أَمْرَهُمْ بَيْتَهُمْ وَأَسْرُوا اللَّجْوَى Maka, Fa-tanaaza'uu maksudnya ialah Maka mereka berunding dan bermusyawarah.
- Naza' berarti berhujjah, misalnya: وَنَوْمَ بِنَادِينِ أَلْدِينَ كُنْتُمْ تَرْعَنُونَ (Q.S. Al-Qashash (Q.S. Al-Qashash (28]: 74) Maka, wa naza'naa berarti Kami datangkan. Kata ini berasal dari perkataan: نَزَعَ بِمِجْدٍ كُنْ yang berarti si fulan mendatangkan dan mengeluarkan hujjah.
- Naza' berarti mengelupas, misalnya, نَزْتَعة Yang mengelupas kulit kepala. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 16)
- 4) Naza' berarti berjalan, misalnya: وَالْتُرْفِاتِ غَرْفًا. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 1) Maka, An-Naazi'aat maksudnya ialah bintang-bintang atau planet-planet yang beredar pada garisnya masing-masing seperti matahari dan bulan. Dalam bahasa Arab dikatakan نَرْغَتِ الْحَيْلُ, apabila seekor kuda berjalan. 5]

## (نَزَغُ) Nazagha

Firman-Nya: غَيِنْ بَعْدِ أَنْ تَرَغُ الشَّيْطَانُ بَيْتِي وَبَيْنَ إِخْوِنِي ...setelah setan merusakkan (hubungan) antara aku dan saudara-saudaraku. (Q.S. Yusuf [12]: 100) Baca Aḥsana; Al-Badwi.

Keterangan

An-Nazghu, makna asalnya ialah 'pelatih mencocok punggung kuda dengan besi supaya lari dengan cepat'. Kemudian digunakan dalam kata رَزْعَهُ السُّيْطَانُ, yang berarti setan mencocoknya,

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm, 90.





<sup>3.</sup> Tafsır Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 129.

<sup>1.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 194.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 21.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 123.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



seakan memecutnya untuk menganjurkan melakukan maksiat. Dan perkataan, بَرَغَ يَنَ النَّاسِ, yang berarti merusak hubungan di antara mereka dengan menganjurkan berbuat kejahatan. الشيطان Misalnya perilaku setan dinyatakan, إِنَّ الشَيْطَانِ ....Sesungguhnya syetan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka.... (Q.S. Al-Isra' [17]: 53)

Sedangkan firman-Nya, وَإِمَّا يُتَزَعَّنُكُ مِن السَّمِيةِ الْعَلِيمُ الصَّمِيقِ الْعَلِيمُ: dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Fushshilat [41]: 36)

Ayat tersebut memberi bimbingan buat hati yang goncang disebabkan oleh ganguan setan untuk berlindung kepada Allah. Dengan ungkapan a'uudzu billaahi minasysyaithaanirrajiim.

Kata nazagha semuanya diidhafahkan dengan asy-syaithaan, tidak kepada mahluk lainnya, ini berarti kata nazagha mengandung arti yang buruk, yakni "mengganggu". Kemudian karena selalu disertakan kata Syaithaan, Maka pengertiannya hal-hal yang buruk tersebut adalah pekerjaan setan. Sedangkan asal النَّفَىن sendiri mengambil pengertian dari النَّفَىن, yakni mencocok dengan kayu pada punggung binatang supaya bisa dihalau.

An-Nazghu searti dengan an-nakhsu, an-nazghu dan al-wakzu. Artinya menusuk tubuh dengan ujung sesuatu yang runcing. Seperti jarum, tombak atau besi pada tumit sepatu penunggang kuda. Sedang maksudnya di sini ialah godaan syetan dengan membangkitkan nafsu yang mengajak untuk berbuat jahat dan merusak diri sendiri, baik berupa amarah atau syahwat, yang mendorong seseorang untuk melampiaskannya, sebagaimana binatang ditusuk dengan besi pada tumit penunggangnya supaya larinya makin kencang.<sup>31</sup>

## (نُزَفُ) Nazafa

Firman-Nya, لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُتَوِّفُونَ : mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 19)

#### Keterangan

Bunyi ayat *Laa yunzafuuna 'anhaa*, artinya mereka tidak hilang akalnya karena mabuk. Orang mengatakan بَرْفَ الشَرَابُ, peminum itu hilang akalnya. Sedang orang yang mabuk disebut نَوْفُ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا مُمْ عَنْهَا بَنُوْفُونَ 'Dan dinyatakan pula di dalam firman-Nya, اللهُ مَنْهَا غَوْلُ وَلاَ مُمْ عَنْهَا بِنُوْفُونَ 'Tidak ada dalam khamer itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 47)

### (نَزَلَ) Nazala

Firman-Nya, إِنَّ اللَّهُ ثُمُ السُّغَفَامُوا نَتَنَّرُكُ اللَّهُ ثُمُ السُّغَفَامُوا نَتَنَّرُكُ اللَّهُ ثُمُ السُّغَفَامُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخَرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَعْرَبُوا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَعْرُنُوا وَلاَ يَعْرِفُوا وَلاَ يَخْرُنُوا وَلاَ يَعْرُبُوا وَلاَ يَعْرَبُوا وَلاَ يَعْرَبُوا وَلاَ يَعْرَبُوا وَلاَ يَعْرَبُوا وَلاَ يَعْرُبُوا وَلاَ يَعْرَبُوا وَلاَ يَعْرُبُوا وَلاَ يَعْرُبُوا وَلاَ يَعْرُبُوا وَلاَ يَعْرُبُوا وَلاَ يَعْرُبُوا وَلاَلِهُ وَلاَعُوا لاَعْلَا لاَلِهُ وَلاَلِمُ لاَلِهُ وَلاَلِكُوا لاَلِهُ وَلاَعُوا يَعْلِمُوا لاَلْمُ لاَلِهُ لاَلِمُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِهُ لاَلِكُوا لاَلِهُ لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِهُ لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلِكُوا لاَلْمُعُلِي لاَلِكُمُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لاَلِلْكُوا لِلللللّهُ لِلللللّ

#### Keterangan

Anzala adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu agar memakannya ketika hidangan disediakan.<sup>2</sup>

Di sejumlah ayat disebutkan bentuk *masdar*nya, dan bentuk tambahannya (*mazid*) pada asal kata kerjanya (*mujarrad*). Di antaranya:

- 1) Kata at-tanazzul (dari tazzala-yatanazzalutanazzulan) yang artinya 'turun dari waktu
  ke waktu'. المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة
- Kata nazzala, misalnya: إِنَّا نَحْنُ نَرُلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْءَانَ نَتْمِيلًا
   (Q.S. Al-Insaan [76]: 23)

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 78.





<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 42.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 24 hlm. 129.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 149.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 135

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 24 hlm. 127.



Maka, Nazzalnaa 'alaikal-Qur-aana tanziilaa maksudnya ialah Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu secara terpisah-pisah, berangsur-angsur. Maka kata Nazzala, "turun secara berangsur-angsur" banyak dimuat pada ayat yang lain, misalnya: وَلِكَ بِأَنُ اللّٰهِ يَرُلُ يَلِكَ بِأَنْ اللّٰهِ يَرُلُ : ...yang demikian itu karena Allah telah menurunkan al-Kitab dengan membawa kebenaran.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 176)

3) Kata anzala, misalnya: مُنْوَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا : (Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya. (Q.S. An-Nuur [24]: 1)

Maka, Anzalnaaha: Kami berikan surat itu kepada rasul. Gaya bahasa ini seperti perkataan seorang hamba apabila berbicara kepada tuannya: رَنَفُ إِلَيْهِ خَاجِئيّ, yang berarti saya mengadukan kebutuhan saya kepadanya. 21 .Q.S) اِتَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدُر ,Begitu juga firman-Nya) اِتَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدُر Al-Qadr [97]: 1) Untuk kata Anzolnoohu, maka ha' dalam ayat tersebut adalah ha' kinayah terhadap Al-Qur'an. Dan inno anzalnaahu, maksudnya falah tempat keluar secara keseluruhan, tak ada yang tersisa (makhrajal jamii'). Sedang al-munzil (yang menurunkan)nya adalah Allah Swt. karena orang Arab menguatkan perbuatan seorang diri lalu menjadikannya dengan lafaz jamak untuk menguatkan (kalimat).31

4) Kata tanziilan (dari nazzala-yunazzilutanziilan), sebagai masdar yang berfungsi 'penegasan', menghilangkan keragu-raguan. Misalnya, تَنْزِينَ الْكِتَابِ لِازَبْتِ الْكِتَابِ لِازَبْتِ الْكِتَابِ لِازَبْتِ الْكِتَابِ لِازَبْتِ الْكِتَابِ لِازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ الْكَتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لازَبْتِ الْكِتَابِ لِلْكِتَابِ لِلْكِتَابِ الْكِتَابِ لِلْكِتَابِ لِيَعْلِي الْكِتَابِ لِلْكِتَابِ لِلْكِتَابِ الْكِتَابِ لِلْكِتَابِ الْكِتَابِ لِلْكِتَابِ الْكِتَابِ لِلْكِتَابِ الْكِتَابِ لِلْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِيِيْلِيْكِيْنِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِيْبِ الْكِتَلِيْكِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَلِيْكِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَلِيْكِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَلِيْكِيْكِ الْكَتَلِيْكِيَالِيَالِيَالِيِلْكِيْكِ الْكِتَلِيِيِيْكِيْكِ الْكِيْتِيَالِيْكِيْكِيْكِ الْ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ,Adapun firman-Nya -Q.S. Al) النَّامَ السِّحْزَوْمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِنَائِلَ مَارُوتَ وَمَارُوتَ Baqarah [2]: 102) Maka, Al-inzaal ialah ilham. Dikatakan demikian karena keduanya (Harut dan Marut) mempunyai inspirasi tentang suatu masalah tanpa belajar kepada siapa pun.<sup>1</sup>

Sedangkan firman-Nya, نَوْلُهُ أَخْرَى saat yang lain. (Q.S. An-Najm [53]: 13) Maka, Nazlatan Ukhray maksudnya ialah rangkaian kata yang menceritakan ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Sebagaimana firman-Nya: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha. (Q.S. An-Najm [53]: 11-14)

Sedangkan kata al-munziliin: Para penerima tamu.<sup>2]</sup> Yang dimaksud dengan kata al-munzaliin, adalah Yusuf a.s. Sebagai yang sebaik-baik penerima tamu. Misalnya, وَأَنَا عَبُرُ لِلْتَرِينِ dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. (Q.S. Yusuf [12]: 59)

Sedang firman-Nya, وَأَنْتُ خَيْرَالْمُزِلِينَ dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 29)

Kata Al-Munzaliin dalam ayat tersebut ditujukan kepada Allah. Maksudnya, Dia-lah Yang sebaik-baik memberi tempat.

Firman-Nya, بِثَلاثَةِ ءَالاَفِ مِنَ الْكَاذِيَّةِ مُتْوَلِينَ Tīga rību malaikat yang diturunkan. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 124)

Maka, munzaliin dalam ayat tersebut ialah penjelasan tentang jumlah malaikat yang diturunkan, yakni tiga ribu yang dipersiapkan membantu pasukan kaum muslimin.

## (النَّسِيءُ) 'An-Nasii

Firman-Ñya, إِنْنَا النَّسِيءُ زِنَادَةٌ فِي الْكَفْرِ يُمَنِلُ بِهِ Sesungguhnya bulan haram adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain.... (Q.S. At-Taubah [9]: 37)

Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 9.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm 173.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 Juz 18 hlm. 66.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 230.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 178

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

المعنفية المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة ال

An-Nasii'u, berasal dari kata نَسَيَ الشَّيْنَ يَنْسَيُ نَسْنِ الشَّيْنَ يَنْسَيُّ , berarti mengundurkan-ngundurkan sesuatu, yitu bulan yang diundur-undurkan pengagungannya; yakni mengundurkan dari tempatnya.<sup>2]</sup>

Orang Arab telah mewarisi pengharaman berperang pada bulan-bulan haram, demi keamanan ibadah haji dan perjalanannya dari agama Ibrahim dan Isma'il. Setelah masa berlalu lama, mereka mengubah manasik dan pengharaman bulan-bulan itu, terutama muharram. Hal ini disebabkan mereka merasa sulit meninggalkan peperangan dalam tiga bulan berturut-turut. Maka mereka menghalalkan bulan Muharram dan mengundurkan pengharamannya hingga safar, agar jumlah bulan-bulan haram tetap empat seperti semula.

Adalah tradisi mereka dalam hal ini, bahwa seorang lelaki dari suku kinanah berdiri pada hari-hari Mina, ketika para jamaah haji berkumpul, seraya berkata, "Akulah orang yang keputusannya tidak bisa diganggu gugat." Mereka menyahut, "Anda benar." Lalu katanya, "Maka tangguhkanlah pengharaman bulan Muharram menjadi halal, dan jadikanlah ia dalam bulan safar." Maka, bulan Muharram menjadi halal buat mereka. Mereka menambahkan selain bulan Muharram dan menamaknnya an-nasii'. Maka, berubahlah nama-nama bulan seluruhnya.

Dengan demikian diketahui bahwa *annasii*' adalah modifikasi *tasyri*' (mengubah hukum agama Islam). Yang dengan itu mereka telah mengubah agama Ibrahim. Sehingga Allah menamakan penambahan dalam kekufuran. <sup>3</sup>

## (نَسَبٌ) Nasabun

Firman-Nya, وَهُوَ النِّي خُلُقَ مِنَ الْمُنَاءِ نِشَرًا فَجَعَلُهُ نَسَبُهُ dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan Mushasharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S. Al-Furqan [25]: 54)

#### Keterangan

Nasaban wa Shihran: Para lelaki yang dinasabkan dan para wanita yang dikawinkan untuk mengadakan hubungan kekeluargaan. <sup>1</sup>

Firman-Nya, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَنِنَ الْجِنَّةِ نَسَيًا وَلَقَدَ عَلِيتِ (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 158) Maka, Wa bainal-jinnati nasaban. Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy berkata: Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. <sup>21</sup> Yakni, mengaitkannya dengan hubungan pernasaban.

Sedang أَنَسَابٌ adalah pertalian nasab, yakni hubungan keluarga yang disandarkan pada pertalian darah. Seperti firman-Nya, فَإِذَا نَفِعَ فِي الصَّورِ Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 101)

## Nasakha (نَسَخُ

Firman-Nya, فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْفِي المُنْيَطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ ... Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. (Q.S. Al-<u>H</u>ajj [22]: 51)

#### Keterangan

Nasakha yanskhu: membatalkan dan menghilangkan. المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعددة المعد

Pembahasan di atas lihat Al-Qaththan, Mabaohits fii Ulivumi Qur'an, hlm.326; lihat juga, Mu'jam Mufradot Alfaozhii Qur'an, hlm. 511.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Boghowi, juz 2 hlm. 245.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm 113.

<sup>3.</sup> *lbid*, jilid 4 juz 10 hlm. 115.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 22.

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 185.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 6 juz 17 hlm. 127.





Firman-Nya, اِنَّا كُنْا نَمْتَلُسِغُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 29) Maksudnya, Kami memindahkan mencatat arnal perbuatan ke dalam lembaran (catatan amal).<sup>13</sup>

Sedang firman-Nya, وَلَا سَكَتَ عَنْ مُومَى الْفَضِبُ أَخَدَ هَلَّ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهُبُونَ Sesudah الْأَلُواحَ وَفِي نُسُخَهَا هُدُى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهُبُونَ sesudah amarah Musa reda, lalu diambilnya kembali luhluh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. (Q.S. Al-A'raf [7]: 154)

Maka, Fi Nuskhatiha maksudnya ialah apaapa yang tertulis dan termaktub dalam lauh-lauh itu. An-nuskhah berasal dari kata an-naskhu, seperti halnya kata al-khutbah dan al-khithaab.<sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, مَا نَشْتَغُ مِنَ اَبِهَ أَوْ نَسْتِهَا أَلَّمَ تَعْلَمُ أَنُّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مُهَا أَوْمِثْهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنُّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مُهَا أَوْمِثْهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنُّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مُهَا عُمِهِ Ayat mana saja Kami Naskhkan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? (Q.S. Al-Baqarah [2]: 106) Baca Aayatun.

Ayat ini sebenarnya bermuatan celaan terhadap ahli kitab, Yahudi, bahwa mereka telah menutupi hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat. Bahwa mereka pernah mengalami nasakh, misalnya tentang makanan, bahwa semua makanan adalah halal buat kaum Nuh dari sejumlah hewan, naun menjadi haram buat bani Isra'il terhadap hewan yang berdarah. Begitu juga tentang perkawinan antar saudara laki-laki dan perempuan, lalu Allah haramkan buat musa dan pengikutnya; begitu juga syariat Ibrahim tentang berkurban menyembelih putranya, lalu Musa a.s. tidak memperkenankan kaumnya mengikuti jejak Ibrahim tersebut dan menggantikan syariat Qurban dengan membunuh di antara mereka yang menyembah pedet emas (al-'ijl). Kemudian perintah tersebut dicabut kembali.33

Yakni, nasakh dimaksudkan dengan keengganan Yahudi mengikuti Muhammad sebagai rasul baru dari keturunan Arab. Sebab secara khusus adalah hasutan yang ditiupkan kepada orangorang mukmin tentang pemindahan arah kiblat. Dengan mengatakan: bahwa Muhammad telah menyuruh para sahabatnya mengahdap Ka'bah dan melarang menghadap Baitul Maqdis. <sup>(1)</sup>

Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan bahwa bunyi ayat: مَا نَتَسَعُ مِنَ اَيَهِ أَوْنَلَسِهَا نَابُ بِخَيْرِفَهَا أَوْمِلْهَا اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَبِيرُ لللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ فَبِيرُ "tidak satu wahyu pun yang Kami cabut atau supaya dilupakan, melainkan Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang serupa ..." dan khairun pada ayat tersebut bukan lebih baik, namun khairun dimaksudkan dengan "yang lebih sesuai", "yang lebih mengenai sasaran masyarakat/umatnya". Dan suatu kebodohan bila mengaitkan nasakh dengan pengalihan kiblat, karena Allah ada di mana-mana. <sup>21</sup>

Asal an-nasakh adalah an-nagl baik memindahkan sesuatu dengan dzatnya, misalnya nasakhatisy saymsu azh-zhilla, yakni bayangan tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya; atau memindahkan bentuknya. Seperti nasakhatil kitaabu, menyalin sebuah kitab sebagaimana bentuk asalnya. Kemudian secara syara' nasakh ialah رفع الحكم الشرع بدليل شرع اخر "mengganti hukum syara' dengan dalil syara' yang datang terakhir". أ

Muhammad Abduh dalam ceramah kuliahnya, sebagaimana yang dikutip muridnya, Muhammad Rasyid Ridha, menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah apa saja yang diberikan Allah terhadap para nabi adalah suatu dalil yang menunjukkan kenabiannya. Yakni, maa nansakh min aayatin, maksudnya Kami tegakkan ayat tersebut sebagai dalil yang mengokohkan kenabiannya sebagaimana yang bertaku para nabi terdahulu. Selanjutnya, Kami limpahkan penguat (aayat) tersebut kepada nabi terakhir, Muhamad saw. Atau Kami lupakan manusia karena berlalunya masa yang panjang dengan datangnya seorang pembawa ayat tersebut. Karena sesungguhnya Kami mempunyai kemampuan yang sempurna

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Manor, juz I plid 6 hlm. 535-536.



<sup>1.</sup> Ibid, hlm. 326.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 77

<sup>3.</sup> Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Anshariy, *Tofsir* Al-Qurtubi, Cetakan ke III, Oaarul Qalam, tahun 1386 H/1966 M, juz 2 hlm.

<sup>1</sup> tbid, juz 2 film 61; lihat juga Gharaoibul Qur'an wa Raghaoibul Furqon, Nizhamuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husein Al-Qumi An-Naisabun, cet. ke- I tahun 1381 H/ 1963 M, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Baabi Al-Holab, Mesir, juz I film. 398.

Lihat, Muhammad Yusuf Ali, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsimya, hlm. 46.

untuk mendatangkan yang lebih maslahat dari pada itu sebagai bentuk pemantapan.

Sedangkan kata ayat menurut lughat adalah الدليل والعجة والعلامة على صحة الشيء "dalil, bukti, hujjah atas keabsahan sesuatu." Kemudian kalimat Al-Qur'an dinamakan aayaat karena dengan kemukjizatannya sebaai hujjah atas kebenaran Nabi Muhamad saw. yang diperkuat dengan wahyu dari Allah Swt. Demikian tujuan penamaan secara khusus Al-Qur'an dengan aayaat."

## (نَسْفًا) Nasfan (نَسْفُ)

Firman-Nya, وَإِذَا الْجِبَالُ ثُنِيفَتُ dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 10)

Keterangan

Nusifat maksudnya ialah dicabut dengan cepat dari tempat-tempatnya. Pengetian semacam ini berasal dari perkataan mereka, إِنْسَفْتُ الشَّفِيْ, apabila engkau merampas sesuatu itu. <sup>21</sup> Dan tertera pula di dalam firman-Nya, لَنْجَوْتُكُهُ إِنَّ اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ فَي اللَّهِ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

Sedang firman-Nya, وَيَسْ نَصْبَالُ فَقُلْ يَنْسِفُهُا (Q.S. Thaaha [20]: 105) Maka, Yansifuha maksudnya ialah menjadikannya atom-atom kecil, kemudian menjadikannya debu-debu yang beterbangan. <sup>3</sup> Baca Misaasun; Saamiriy.

#### (اَلْنُسُلُ) An-Naslu

Firman-Nya, وَيُهْلِكَ الْعَرَتُ وَالنَّسَلُ ....dan merusak tanaman dan binatang ternak.... (Q.S. Al-Baqarah [2]: 205)

Keterangan

An-Naslu ialah anak-anak hewan. Yang disebut dengan kata ihlaak dalam ayat tersebut ialah sangat menyia-nyiakan.<sup>4</sup>

Sedang yansiluun berarti mereka bersegera. الْمُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى Misalnya, وَنُقِحْ فِي الصَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى dan ditiuplah sangkakala, Maka tiba- :َرَبُمْ يَنْسِلُونَ tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. (Q.S. Yasin [36]; 51)

Dan juga firman-Nya, حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ hingga apabila dibukakan دُوهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 96)

### (نَسَاً) Nasaa

Firman-Nya, وَمَنْ أَظْلُمْ مِمْنُ ذُكِّرَبِالْتِكِ رَبِّهِ فَأَعْرَضْ عَنَهَا Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? (Q.S. Al-Kahfi [18]: 57)

Keterangan

Di dalam *Tafsir Al-Manar* disebutkan bahwa asal kata an-nisyaan adalah بَالْرَكُ "meninggalkan". Misalnya bunyi ayat: ... وَعُمْ نَلْسَى Yakni meninggalkannya dengan meninggalkan suatu amal dengannya ia dibiarkan dalam azab. Demikian makna secara *lughawiy* (makna bahasa). <sup>1</sup>

An-Nasyu dan An-Ni'yu ialah sesuatu yang hina dan patut dilupakan, tidak diingat-ingat, dan seseorang tidak akan merasa sedih karena kehilangannya, seperti tali.<sup>21</sup> Sedang, Nasiya maa qaddamat yadaahu dalam ayat tersebut maksudnya ialah tidak memikirkan akibat-akibat dari apa yang dilakukan oleh kedua tangannya.<sup>31</sup>

Firman-Nya, فَأَجْاءَهَا الْمُعْاضُ إِلَى جِدْعِ النَّعْلَةِ قَالَتْ (Q.S. Maryam [19]: وَالْبَنْقِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ لَمُنِا مَلْسِيًا الْمُسَادِينَ (Q.S. Maryam [19]: 23) Maka, al-mansiyyu ialah sesuatu yang tidak pernah terkesan di dalam hati karena tidak berharganya.4)

Sedang firman-Nya, لِنَحْتِينَ بِهِ بَلْنَةَ مَيْنًا وَلَمْتَقِينَا مِمَّا (Q.S. Al-Furqan [25]: 49) Maka, Anaasiyyu adalah kata dalam bentuk jamak dari insaanu (asalnya ialah anaasiina, lalu nun diganti dengan ya' dan diidhghamkan kepada ya' yang lain. 59

<sup>5</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 22.



<sup>1.</sup> Ibid, juz I jilid 6 hlm. 536.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 3.

<sup>3.</sup> Ibid, jılid 6 juz 16 hlm 150.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 109.

<sup>5.</sup> Ibid, ulid 8 juz 23 hlm. 18.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Manar, jilid 6 juz 1 hlm. 531-532.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 43.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 165.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 43.

## -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

Firman-Nya, قَالَ عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِي فِي كِنَابٍ لاَ يَضِلُ رَبِي (Q.S. Thaaha [20]: 52) Maka, Nasiyahu dimaksudkan dengan sesuatu telah pergi dari padanya dan tidak terdetik dalam pikirannya. <sup>11</sup>

Sejumlah ayat yang memuat kata nasiya antara lain: Firman-Nya, وَاذْكُورُوْكَ إِذَا نُسِيتَ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 24), yang menjelaskan lupanya manusia kepada Tuhannya; Firman-Nya, قَلْمًا .Q.S) بَلْغًا مَجْمَعُ بَيْتِهِمَا نَسِيَا خُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْيَحْرِ سَرْتَا Al-Kahfi [18]: 61) yang menjelaskan lupanya nabi Musa dengan ikannya; Firman-Nya, هَأَخُونِ , .Q.S) لَهُمُ عِجُلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَلَسِيَ Thaaha [20]: 88) lupanya umat Nabi Musa dengani syariatnya, lalu dengan beraninya mensyariatkan وَلَقَدَ عَهِدُنَا penyembuhan pedet emas; Firman-Nya, وَلَقَدَ عَهِدُنَا :(Q.S. Thaaha [20]) إِنَّى ءَادَمْ مِنْ قَبُلُ فَنَمِينَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزَمًا 115) lupanya Adam a.s., dengan secara tidak sengaja melanggar larangan Allah; Firman-Nya, .Q.S) وَضِرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنُسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِطَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ Yasin [36]: 78) lupanya manusia dengan kejadian semula, yang berarti 'celaan'.

## (اَلْإِنْسَانُ) An-Naasu (اَلنَّاسُ) An-Naasu (اَلنَّاسُ

Firman-Nya, خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلِ سَأَرِيكُمْ ءَايَاتِي Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamutanda-tanda (azab)-Ku. Makajanganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 37)

#### Keterangan

Dan bentuk kata kerja yang diambil dari kata insaan adalah (مِنْنَانَسْتُهُ وَانْسَتُهُ dengan makna melihat (absharat). Dan dikatakan: (أَسُنْتُ فَرْعَا وَأَسْنَتُهُ anda merasakannya dan mendapatinya pada diri anda. Dan (أَسُنَ الشَّيِّةُ), berarti mengetahuinya ('alimahu). Dikatakan: أَسُنْتُ مِنْهُ رَهْدا 'alimtuhu (saya mengetahuinya). <sup>1</sup>J Baca Anastu.

Firman-Nya, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقِي خُسُنِ (Q.S. Al-'Ashr [103]: 2) Maka, *al-Insaan* maksudnya ialah satu jenis makhluk Tuhan yang dikenal dengan nama manusia.<sup>21</sup>

Firman-Nya, وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْهَوْمِ الْآخِرِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 8) Maka, an-naas asal katanya adalah unaas. Terkadang digunakan kata insaan atau insi, yang pengertiannya adalah sama. Dikatakan insaan karena penampilannya dan karena selalu diingat. Sama halnya dengan jin, dikatakan jin karena tidak bisa dilihat atau abstrak.<sup>3</sup>J

Firman-Nya, لَتَجِينَ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّتِينَ ءَامَنُوا (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 82) Maka, an-naas maksudnya ialah Orang-orang Yahudi Hijaz, orang-orang musyrik Arab dan Nasrani Habasyah pada masa penurunan Al-Qur'an.41

Dan firman-Nya: غَلَقَ الْإِنْمَانُ مِنْ صَلَّمَالِ كَالْنَعَارِ (Q.S. Ar-Rahmaan; 55: 14) maksudnya ialah Adam karena isyarat yang menunjukkan hal itu adalah al pada kata al-insaan yang menunjukkan al lil-'ahdi, yakni Adam adalah manusia dan diciptakan dari tanah kering seperti tembikar.

## (اَلنِّسُوةُ) An-Niswah

Firman-Nya, اَلْبَسُوَةُ الَّتِي قَطَعَنَ أَيْدِيَهُنَّ Wanitawanita yang melukai tangannya. (Q.S. Yusuf [12]: 50)

#### Keterangan

Kata niswah dimaksudkan dengan wanitawanita dalam kerajaan Zulaikhah, mereka melukai tangan-tangan mereka sendiri lantaran takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf a.s. Abu Su'ud menjelaskan bahwa an-niswah adalah sekelompok wanita yang berjumlah lima (5)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 117.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 32.

<sup>3.</sup> Ibnu Manzhur, Lisophul 'Arab, jilid 6 hlm, 10, 11, maddah , a ili

بر س J. Ibid, jilid 6 hlm. 13, 15 maddah

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, Jilid 10 Juz 30 hlm. 233.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid i juz 1 hlm. 49.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 3.

<sup>5.</sup> Haasiyotush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalalain, juz 6 hlm. 52.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



orang, yakni seorang sebagai pelayan minuman (as-saaqi), seorang lagi sebagai pembuat roti (al-khubbaaz), seorang lagi sebagai penyembuh penyakit (shaahibud-dawaa'), seorang lagi sebagai penunggu penjara, sipir (shaahibus-sijn), dan seorang lagi sebagai penutup tabir, penerima tamu (al-haajib).

## Nasya'a (نَشْيَغَ)

Firman-Nya, وَهُوَ الَّذِي الشَّا جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتِ وَعَيْرَ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. (Q.S. Al-An'aam [6]: 141)

### Keterangan

Al-Insyaa' ialah mengadakan mahluk hidup dan mengasuhnya. Juga mengadakan sesuatu yang menjadi sempurna secara berangsur-angsur. Seperti mengadakan awan, perkapungan, dan rambut.<sup>2</sup>I

Adapun firman-Nya; النَّفَاةُ الْخَوْةُ: Menjadikannya sekali lagi. Arti selengkapnya ayat tersebut:
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka
perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan
manusia dari permulaannya, kemudian Allah
menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al'Ankabuut [29]: 20)

Maksudnya, Allah membangkitkan manusia sesudah mati kelak di akhirat.<sup>3]</sup>

Dan dijelaskan pula perihal kata *nasya-a,* yang mengindikasikan kebangkitan akhirat, sebagamana firman-Nya, وَانَّ عَلَيْهِ النَّشَاةُ الْأَخْرَى Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati). (Q.S. An-Najm [53]: 47)

Adapun firman-Nya, وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النَّشَاةُ الْأُولَى Penciptaan yang pertama. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 62)

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa nasy-atal uulay adalah awal mula penciptaan kemudian berupa 'alaqah, kemudian mudhghah dan pada saat itu tidak dapat disebut apa-apa. <sup>4</sup>J

) - اَنْتُمْ اَنْشَأَتُمْ شَجْرَتِهَا اَمْ نَحَنُ النَّنْظِينُونَ Dan firman-Nya, اَ اَنْتُمُ النَّهَ عَنْ النَّلْطِينُونَ Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya? (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 72)

Adapun firman-Nya, إِنَّ نَاشِئَةَ النَّتِلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 6)

Maka, *Naasyi-atal-laili*: jiwa yang bangun dari tidurnya untuk beribadah. Maksudnya, bangkit dan meningkat. Ini berasal dari perkataan mereka نَشَنَتِ النَّسَانِعَ, apabila awan membumbung tinggi. ا

Diistilahkan *nasyi-a* bagi seseorang yang bangun malam. Adapun yang dimaksud *naa-syi-atal-lail*, di sini adalah saat dan waktu malam. Dan semua saat yang dipergunakan untuk bangun malam dinamakan *nasyi-ah*, dan itulah yang di maksud *aanaat*.<sup>21</sup>

Inna nasyi-atal-lail dalam ayat tersebut maknanya menurut Ibnu 'Abbas nasya'a (bangun) maksudnya *qaama minal lail* (berdiri tengah malam, salat tahajjud) adalah lughat Habasyah.<sup>3</sup>J

## (نَشَرَ) Nasyara

Firman-Nya, وَالتَاشِرَاتِ نَشْرًا dan malaikat-malaikat yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 3)

#### Keterangan

An-Naasyiraati Nasyran dalam ayat tersebut adalah angin yang lembut (ar-riihu layyinah). Al-Hasan mengatakan, ia adalah angin yang diutus oleh Allah sebagai kabar gembira dari antara rahmat-Nya. Maqatil mengatakan, ia adalah para malaikat yang membawa kitab. <sup>4</sup>1 Dan, an-naasyirat: yang membentangkan sayap-sayap mereka ketika turun ke bumi. <sup>5</sup>1

أَمْ الْخُذُوا وَالِيَّهُ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ Adapun firman-Nya, أَمْ الْخُذُوا وَالِيَّهُ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 21) maka Yunsyiruun berasal dari kata ansyarahu yang berarti

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 178.



Tafsir Abu Su'ud, Maktabah Ar-Riyaadhul-Hadiitsah-Riyadh, juz 3 hlm. 135.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 49

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 1148 hlm. 631

<sup>4.</sup> Asy-Syaukani, Fothul Qadiir jilid 5 hlm 157.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 110.

Ringkasan Tafsir Ibnu Kotsir, jilid 4 hlm. 842; lihat juga, Al-Kasysyaaf, iuz 4 hlm. 166.

<sup>3.</sup> Az-Zarkasyi, Al-Burhan fü 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Bagawi, juz 4 hlm. 401; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 222.

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

menghidupkannya. <sup>1</sup> Dan, *ansyarahu*, berarti membangkitkannya sesudah mati. <sup>2</sup> Sebagaimana firman-Nya, نوما نخنُ بِمُنْشَرِينَ Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 34)

Begitu juga dengan kata مُنْنَشِرُ, berarti "beterbangan". Seperti pada firman-Nya, خَوَادُ Belalang yang beterbangan. Kata yang menceritakan keadaan orang-orang yang ada di dalam kubur yang keluar dengan beterbangan seperti halnya belalang di saat hari pembalasan tiba. Selengkapnya arti ayat tersebut: Maka berpalinglah kamu dari mereka, (ingatlah) hari ketika seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan), sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakanakan mereka belalang yang beterbangan. (Q.S. Al-Qamar [54]: 6-7)

Sedangan, *Mansyuur* berarti "terbuka", yakni "tidak terlipat". <sup>3]</sup> Sebagaimana firman-Nya, كِغَابًا بِلْقَاهُ مَلْشُورًا: Kitab yang dijumpainya terbuka. (Q.S. Al-Isra' [17]: 13)

Pengertian yang sama juga tertera di dalam firman-Nya, إِنْ وَهُ مَنْشُورٍ Pada lembaran-lembaran yang terbuka. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 3) Maka, mansyuur berarti yang terbuka, tidak tertutup. 4 Yakni, menyifati shuhuf, lembaran-lembaran catatan amal. Begitu pula مُنْشُرةُ, berarti terbuka. Sebagaimana firman-Nya, مُنْشُرةُ Lembaran-lembaran yang terbuka. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 52)

## (نَشَرَ) Nasyaza

Firman-Nya, وَانْظُرُ إِلَى الْعِطَامِ كَيْفَ نَنْشِرُهَا dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 259)

#### Keterangan

`An-nasyzu (اَنَشْشَرُ) dengan wazan al-falsu (اَنْفُسُنَ) adalah tempat yang tinggi di bumi, jamaknya *nusyuuz*. Dan *nasyazar-rajulu* berarti lelaki yang tinggi derajatnya, naik pangkat (irtafa'a fil-makaan). Sedang, nunsyizuha dalam ayat tersebut maksudnya ialah menegakkan kembali dan menempatkannya di tempat semula (di tubuhnya). Dan dikatakan: انَشْرُ اللهُ عِظَامُ الْمَهِيَّةُ اللهِ عِظَامُ اللهِ عَظَامُ اللهِ عَظَامُ اللهِ عَظَامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِامُ اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهُ عَظِيمًا اللهُ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهُ اللهُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## (نُشُوزٌ) Nusyuz

-wanita... : وَاللاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ ...wanita wanita yang kamu khawatir nusyuznya. Yakni, Nusyuz dari pihak istri. Arti selengkapnya berbunyi: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 34)

Firman-Nya, النَّرَاةُ خَافَتْ مِنْ يَعْلِمَا أَشُورًا Seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Yakni, nusyuz dari pihak suami. Arti selengkapnya berbunyi: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 128)

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 18.

<sup>2.</sup> ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 43; Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa an-Nusyuur adalah al-bo'tsu (kebangkitan). Oari منفر أدبلسان تفورا Qodir, jilid 4 hlm. 340.

<sup>3.</sup> *ibid*, jilid 5 juž 15 hlm, 21.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 9 juz 27 hlm. 17.

ا ب ش ز - Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 660 maddah

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 22.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 922.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Al-Imam Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa, asal *an-nusyuuz* adalah *al-irtifaa'* (menjadi tinggi), maka perempuan yang keluar dari kewajiban suaminya berarti telah menjadikan lebih tinggi darinya dan berpindah statusnya menjadi di atas kepemimpinan suaminya. <sup>11</sup>

Nusyuz dari pihak istri ialah durhaka istri kepada suaminya dan tidak mentaatinya dan perhatian dirinya untuk selain suaminya. <sup>2)</sup> Seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. <sup>3)</sup>

Adapun, *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.<sup>4</sup>

## (نَشَطَ) Nasyatha

Firman-Nya, وَالنَّافِطَاتِ تَفْطًا malaikat) yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. (Q.S. An-Naaziat [79]: 2)

#### Keterangan

Yakni, Allah bersumpah dengan malaikat yangmencabutnyawa orang-orang mukmindengan mudah dan nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Ibnu Mas'ud mengatakan: Sesungguhnya Malaikat maut dan para pembantunya mencabut nyawa orang-orang kafir seperti mencabut --besi yang dipakai menusuk daging panggang-- yang banyak menemui kesusahan dari memisahkan barisan daging yang tertusuk besi. Lalu nyawa orang-orang kafir keluar seperti orang yang tenggelam dalam air. Sedangkan mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut dan memegangnya seperti melepaskan ikatan (belenggu) yang melilit di kaki unta. <sup>9</sup>

Ibnu Katsir mengatakan: Allah Swt. bersumpah dengan malaikat ketika mencabut nyawa anak Adam. Di antara mereka ada yang diambil ruhnya dengan susah dan melewati batas dalam mencabutnya. Dan di antaranya, ada yang diambil ruhnya dengan mudah laksana

melepaskan ikatan dalam tali temali (secara perlahan).<sup>1]</sup>

## (نُصُبُّ) Nushubun

Firman-Nya, زَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّمَنِي dan (diharamkan juga) bagimu yang disembelih untuk berhala. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3)

#### Keterangan

An-Nushuub (ثنَّمَنَةُ) adalah segata sesuatu yang dipancangkan, seperti bendera dan panjipanji. Dan juga dipancangkan untuk ibadah. Maka yang dipancangkan untuk ibadah inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut.<sup>2)</sup>

Kemudian Al-anshaab adalah batu-batu di sisi tempat mereka menyembelih kurban-kurbannya. Diriwayatkan, bahwa mereka dahulu menyembahnya dan mendekatkan diri kepadanya. Ar-Raziy mengatakan bahwa annushbu dengan wazan adh-dharbu adalah apa yang sandarkan lalu dijadikan sesembahan untuk selain Allah. 4)

## (نَاصِبَةٌ) Naashibah

Firman-Nya, غَامِلَةُ النَّاصِيةِ تَمَلَى نَارًا خَامِيَةُ (Bekerja keras, namun berakhir dengan dimasukkannya ke api neraka yang menyala-nyala". (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 3-4)

#### Keterangan

Kata *naashibah* diambil dari perkataan orang Arab, مُمَيتِ فُلانٌ, "si fulan kepayahan".<sup>5</sup>

Berkenaan dengan ayat di atas terdapat sebuah riwayat: Ketika Umar bin Al-Khatthab r.a. berjalan di depan seorang rahib, tiba-tiba umar memanggilnya, dikatakan: Hai rahib, lalu rahib itu menjenguknya dari atas rumah lotengnya, tiba-tiba umar melihat ke arahnya lalu menangis. Ketika ditanya: Mengapa anda menangis ya Amirul Mukminin? Jawab Umar r.a.: Aku teringat pada ayat: غابنة الناصية تصلى نازا خابية "Bekerja keras, namun berakhir dengan dimasukkannya

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 30 hlm. 130; lihat juga, Al-Kosysyoof, juz 4 hlm. 246.



<sup>1.</sup> Ridha, Al-Imam Muhammad Rasyid, *Tofsir Al-Mondor*, Daarul-Fikr Cet. Ke-2 (tahun 1393 H/1973 M), juz 5 hlm. 72.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 514.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemohnya, catatan kaki, no. 291 hlm. 123.

<sup>4.</sup> Ibid, catatan kaki no. 357 hlm. 143.

S. Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafasiir, jilid 3 hlm. 513.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 hlm. 513.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 74.

<sup>3.</sup> Ibid, jllid 3 juz 7 htm. 20.

ان می بار A. Muhtaarush-Shihhah, hlm. 661 maddah, ن می ب

## ~+

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

ke api neraka yang menyala-nyala". (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 3-4)<sup>1]</sup>

Kata بَانُصَبُ وَالنَصَبُ وَالنَصَبُ (kesusahan dan kepayahan', wazannya sama dengan ar-Rusydu wa ar-Rusyadu. الاجتاب Dan, an-nushbu dalam ayat tersebut menurut Ar-Raziy adalah asysyurru wa al-balaa' (kesusahan dan bencana). الله مَنْ الشَيْطَانُ بِنْصَبِ Begitu juga firman-Nya, وَعَنْابِ Sesungguhnya aku diganggu syetan dengan kepayahan dan siksa. (Q.S. Shaad [38]: 41)

Makna lain dari nashbu adalah "tegak", misalnya: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 19) Maka, nashbul-Jibaal, yakni gununggunung ditegakkan sebagai tanda bagi orangorang yang bepergian dan patokan bagi orang yang tersesat.<sup>4</sup>]

Kemudian fanshab, berarti "bersungguhsungguh". <sup>ق</sup>اق Sebagaimana tertera di dalam firman-Nya, ثَوْفَا فَرَفَتْ فَاتَمْنِهُ: Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S. Al-Insyiraah [94]: 7)

### (نَصِتُ) Nashata

Firman-Nya, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرَاءَانُ فَاسْتَعِجُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 203)

Keterangan

Al-Inshaat adalah as-sukuut wal-istima' (diam dan memperhatikan). Dan orang yang benarbenar mendengarkan terhadap suatu berita. Dikatakan: انْصَنْتُ الْغَرْبُ , yakni menjadikan mereka diam (menyimak keterangannya). 6)

## (نَصِيحَ Nashaha (نَصِيحَ

Firman-Nya, فَقَالَتْ مِنْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَمْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ Maka berkatalah saudara Musa: لكُمْ وَهُمْ نَهُ تَاصِعُونَ "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" (Q.S. Al-Qashash [28]: 12)

#### Keterangan

An-Nushhu adalah Keikhlasan bekerja. Maksudnya, mereka mengerjakan apa yang bermanfaat baginya dalam soal pangan dan pemeliharaannya, di samping tidak lalai mengabdi kepadanya. <sup>11</sup> Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa الله adalah perkataan yang di dalamnya terdapat unsur doa untuk kemaslahatan dan unsure pencegahan dari kerusakan. <sup>21</sup>

Yakni, menyuruh orang dinasehati untuk menjadi orang yang baik dan saleh dengan cara memberikan teladan kepadanya secara ikhlas, baik berupa kata-kata atau perbuatan. المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المناف

(النَّاصِعِينَ) Adapun bagi para pelaku nasehat adakalanya berupa manusia (para nabi, orangorang saleh) dan adakalanya berupa lainnya Iblis, misalnya. Maka penasehat yang dilakukan oleh iblis untuk membujuk Adam dan Hawa agar memakan buah terlarang dinyatakan di dalam firman-Nya, وْفَاسْمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمَنْ النَّاصِحِينَ Dan (setan). bersumpah kepada keduanya: "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 21) maknanya, ikutilah aku pasti aku membimbing kalian berdua. Demikainlah yang disebutkan oleh Qatadah.4 Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa iblis bersumpah kepada keduanya bahwasanya sumpah di dalamnya merupakan kebaikan bagi keduanya dan sebagai tipu daya dari ilbis karena. keduanya tidak sempat memikirkan nasehatnya dan langsung segera menerimanya. 5]

Maka, الثانينين ialah orang-orang yang memberi nasehat, yakni Nabi Saleh a.s. Sebagaimana firman-Nya, yang berbunyi: Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasehat kepadamu, tetap kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasehat". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 79)

<sup>5.</sup> An-Nukatu wal-'Uyuun 'ala Tafsir Al-Maawardi, juz 2 hlm. 210.



<sup>1.</sup> Terjemah Muhtashar Tafsir Ibnu Kotsir, jilid 8 hlm. 318, Cet. ke-2 tahun 1993, Bina Ilmu Şurabaya.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 123.

ن من س 3. Muhtaarush-Shihhah, hlm. 661 maddah

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 135.

<sup>5.</sup> Ibid. jilid 10 juz 30 hlm. 190.

ن ص ت 6. Muhtaarush-Shihhaah, hlm. 661 maddah

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 37.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Waslith, juz 2 bab nun hlm. 925.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi jilid 4 juz 12 hlm. 30.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 4 juz 8 hlm. 116.



Sedangkan التَّاسِعِينَ: Orang-orang yang memberi nasehat, yakni seorang laki-laki dari ujung kota. Sebagaimana firman-Nya, yang berbunyi: Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata: "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasehat kepadamu". (Q.S. Al-Qashash [28]: 20)

Kata نَصْوَحاً berarti "murni", dia ntaranya menyifati kata taubat. Sebagaimana firman-Nya, بالثين الله تَوَبَهُ نَصْوحاً Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. (Q.S. At-Tahriim [66]: 8) Yakni, kata yang menyifati taubat. Maksudnya taubatan nashuuhah. Baca Taubat.

### (نَصِيرَ) Nashara

Firman-Nya, وَاتَفُوا بَوْمَا لاَ تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا وَلاَ مُمْ يَنْصَرُونَ Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (Kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa`at dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 48)

Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa annashru ialah pertolongan. dikatakan, نَصَرَهُ عَلَى , "Allah menolong dari musuhmusuhnya". Dikatakan pula, نَصَرُ الْغَنِثُ الْأَرْضَ , jika hujan menolong bumi ikut menumbuhkan tanamannya dan mengusir ketandusannya. Salah seorang penyair mengatakan:

إِذَا دَخَلَ الشَّهُرُ الْعَرَامُ فَجَاوِزِهُ بلاذٌ تَمِيْمِ وَانْصُرِيْ أَرْضُ عَامِر

"Jika Syahrul-Haram mulai masuk, hai hujan, lewatilah negeri Bani Tamim dan tolonglah tanah Bani Amir". <sup>1</sup>1

Selanjutnya beliau menyatakan bahwa annushrah artinya lebih istimewa dari al-ma'uunah (pertolongan) karena maknanya hanya khusus untuk menolak bahaya dari yang meminta nushra<u>h</u> (pertolongan).<sup>13</sup>

Firman-Nya, إِذَا جَاءَ نَصْرُوْ اللَّهِ وَالْفَتْخُ (Q.S. An-Nashr [110]: 1) Maka, maksud kata *an-nashru* yang tertera pada ayat di atas ialah kemenangan dan pertolongan Allah Swt. pada waktu pendudukan kota Mekah (fathu Mekkah).

## (نصْفٌ) Nishfun

Firman-Nya, إِنْ رَبُكَ يَعْلَمُ أَدَىٰ مِنْ ثَلَقَيَ النَّبِيلِ Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri sembahyang malam kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 20)

Keterangan

Nishfusy-syai' ialah syathruhu (setengahnya). Dan إِنَاءٌ نَصْفَانُ (bejana yang isinya telah mencapai separuhnya). المحقود Sedang nishfahu berarti seperdua malam, seperti firman-Nya, فَمَ اللّٰين Bangunlah (untuk sembayang) di malam hari, kecuali sedikit (dari padanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari sepedua itu. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 3)

## (نَاصِيَةٌ) Naashiyah

Firman-Nya, وَنَوْفَدُ بِالنُواصِي وَالْأَفْدَاءِ Lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Orangorang yang berdosa dikenal dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 41)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib bahwa ناصية ialah qushaashusy-sya'ri (Jambul), yakni rambut kepala yang panjang sebelah depan (jidat). Dikatakan, وَنَصَوْتُ فَلاثًا وَانْتَصَيْتُهُ وَنَاصَيْتُهُ, yang berarti aku memegang jambulnya. المُلاثِينَ لَمْ يَنْتُهِ لَنَسْقَعَنْ بِالنَّاصِيةِ Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya. (Q.S. Al-'Alaq [96]: 15)

Maksudnya, si kafir itu, jika tidak mau berhenti mengganggu niscaya Kami hinakan dan siksa dia.<sup>4)</sup> Ada juga yang mengatakan,

<sup>4.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgon, hlm. 1219.



<sup>1</sup> Tafsir Al-Maroghi, plid 10 juz 30 hlm. 257; di dalam Mu'jam dinyatakan; غضرة على علوه – نصار و نصوة Artinya, menguatkan dan memberi pertolongan kepadanya (oyyoddhu wo d'oanohu 'oʻlohi), dan di antarnya menyelamatkarnya dan membebaskannya (nojodhu wo khalashohu). Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab nun hlm. 925.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 107.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 516

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 517; lihat juga Al-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 272.



bahwa la-Nasfa'an bin-Naashiyah, maksudnya, memasukkan ke dalam neraka dengan menarik kepalanya.<sup>1)</sup> Mohammad Abduh menjelaskan dalam tafsirnya bahwa nasfa'u (نَسْفَمُ) yang berasal dari kata safa'a (سَفَمَ menurut Al-Mubarrad ialah "menarik kuat-kuat". Kalimat menarik jidat ini merupakan kiasan tentang penghinaan, pelecehan dan penyiksaan yang sangat. 2]

## (نَصُحُ Nadhaja (نَصُحُ

: كُلُّمَا نَضِحَتْ جُلُودُمُمْ بَدَّلْنَامُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ,Firman-Nya Setiap kali kulit mereka *hangus*, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 56)

#### Keterangan

Dîkatakan: نَضَعَ اللَّحَمُ نُضِجًا وَنَصْحًا, apabila didapatinya daging tersebut dalam keadaan buruk. Sedang *Nudhijat* berarti terbakar, masak dan hangus.3)

## (نَضُاخَتَان) Nadh-dhakhataani

Firman-Nya, فَيَمَا عَيْنَانِ نَصَّاخَتَانِ Dî dalam surga itu ada dua mata air yang memancar. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 66)

#### Keterangan

Nadh-dhaakhataani (نَضَاخَتَان), maksudnya, keduanya memancarkan air. Kata an-nadkhu, artinya "memancarkan".4 Di dalam Mu'iam disebutkan bahwa an-nadhkhu adalah bekas yang tersisa pada baju dan lainnya dari hal bersihnya dan semisalnya. Dikatakan: اَرُسَلُت السُّمَاءُ نَطِيعاً, yakni hujan (mathar).5]

## (نَصِنْدٌ) Nadhiid

Firman-Nya, زطائع مَنْصُوبِ dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya). (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 29)

#### Keterangan

An-nadhiid artinya al-mandhuud, yakni al-mauj (berjenjang). أَعْلُمُ نَصَيْدُ (berjenjang). أَعُلُمُ نَصَيْدُ (berjenjang). أَعْلُمُ نَصَيْدُ

1. Depag, Al-Qur'an don Terjemahnya, catatan kaki no. 1592 hlm. 1080.

Mayang yang bersusun-susun. (Q.S. Qaaf [50]: 10) sedang Mandhuud dalam surat Al-Waqi'ah, maksudnya tersusun buahnya dari bawah sampai ke atas, sehingga tidak ada batang buah yang kelihatan. Dan مَنْضُود juga berarti "bertubitubi", seperti firman-Nya, جِجَارَةً مِنْ سِجِيل مَنْضُودِ Batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi. (Q.S. Huud [11]: 82)

## (نَاضِرَةٌ) Naadhiratun

-Wajah orang نُوجُوهُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ Wajah orang orang mukmin pada hari itu berseri-seri. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 22)

#### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, berarti nadhdharallaahu wajhahu (Allah memperlihatkan wajahnya).2) Yakni, wajah orang mukmin pada saat itu melihat Tuhan secara langsung tanpa penghalang. Dan pada surat Al-Insaan dinyatakan, اَوْلَقَاهُمْ نَصْرُوهُ وَسُرُورًا dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. (Q.S. Al-Insaan [76]: 11) yakni, indah seperti pemandangan.<sup>3]</sup>

Kenikmatan yang yang dirasakan penduduk surga tampak pada wajahnya, mereka sangat ceria, tiada kerut wajah lesu, mereka sangat menikmati hasilnya, keadaan mereka dinyatakan, Kesenangan hidup mereka yang penuh انتظارة التُعيم kenikmatan. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 24) Yakni raunagahu (keceriaannya).4)

## (الْنطِئحَةُ) An-Nathiihatu

An-Nathiihatu, dengan difathahkan lalu dikasrahkan adalah wazan fa'iilatun dengan makna maf'uulatun, yakni manthuuhatun, maksudnya ialah binatang yang ditanduk binatang lain sampai mati akibat tandukan itu, tanpa andil manusia dalam mematikannya.51 (Q.S. Al-Maaidah [5]: 3)

## (ٱلنُطْفَةُ) An-Nuthfah

air mani yang: نُطَفَةِ أَمُشَاجٍ air mani yang memancar. (Q.S. Al-Insaan [76]: 2) Baca Masyajun (Amsaai).

<sup>5.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqaha', hlm. 452; Tafsır Al-Maraghi, jilid 2 juz 6 hlm. 50.



Mohammad Abduh, Tofsir Juz 'Amma, hlm. 257

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, julid 2 juz 5 hlm. 67; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 517.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm. 127.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun him 928.

<sup>6.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 205; dikatakan, syajarun nadhiid, pohon buahnya bersusun-susun. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun him. 927.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, plid 9 juz 27 hlm. 138.

<sup>2</sup> Lihat, Mu'jom Mufradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 517.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 517.

 <sup>4.</sup> Ibid. hlm. 517.



#### Keterangan

An-Nuthfah ialah air bening (al-maa-ush-shaafiy) yang kerap ditujukan kepada air mani laki. أمانة المائة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة والمؤاذة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وأطافة وا

Nuthfah, makna asalnya adalah air yang tawar. Maksudnya di sini ialah air laki-laki (mani). Yakni, nuthfah dimaksudkan sebagai zat untuk mengawinkan. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطِفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَمِيمٍ (Q.S. An-Nahl [16]: 4)

Nutfah dimaksudkan sebagai bibit dengannya ia menjadi manusia, yang secara urut dinyatakan: Begitu pula firman-Nya, يَاأَيُهَا النَّاسَ لَعَمْ مِنْ نَطِهْمُ لُمْ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُ مِنْ نَطْهُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِي لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمُعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِعِلَمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِ لِمِعْلِمِعِلِمِ لِمِع

### (نَطقَ) Nathaga

Firman-Nya, كِتَابُ يَنْطِقُ بِالْفَقِ membicarakan kebenaran. Arti selengkapnya: Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 62)

#### Keterangan

An-Nithqu dalam pergaulan adalah suara yang terputus-putus yang dikeluarkan oleh lisan dan ditangkap oleh telinga. المَانَ يَنْطِقُ نَطْقًا فَهُوْ نَاطِقٌ وَمَنْطُوْقٌ Sedang, مَنْطِقُ يَنْطِقُ نَطْقًا فَهُوْ نَاطِقٌ وَمَنْطُوْقٌ. Sedang, Kitaabun yanthiqu bil-haqq yang tertera di dalam ayat tersebut maksudnya, kitab tempat malaikat menuliskan perbuatan-perbuatan seseorang,

biarpun buruk atau baik, yang akan dibacakan pada hari Kiamat. <sup>1]</sup>

Sedang firman-Nya, ثُمْ نُكِسُوا عَلَى رُوْسِهِمْ لَقَدْ kemudian kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara". (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 65)

Maka, Yanthiquun yang tertera pada ayat di atas ialah mereka berbicara. Maksudnya, Ibrahim mengatakan yanthiquun, tidak yasma'uun atau ya'qiluun, padahal jawaban tergantung pada pendengaran dan pemikiran juga. Hal ini disebabkan bahwa reaksi dari pertanyan adalah jawaban, dan ketidak mampuan mereka berbicara adalah lebih mencela dan menghinakan mereka.<sup>21</sup>

Sedang istilah ننجن الطّري: Bahasa burung. (Q.S. An-Naml [27]: 16), maka Manthiquth-thair maksudnya ialah pemahaman tentang apa yang dimaksud oleh setiap burung apabila bersuara. <sup>3</sup>J

### (نَظَرَ) Nazhara

Firman-Nya, وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرَعُوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْطُونِ. dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutpengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 50)

Keterangan

Dinyatakan: نظر ال الشَّيْنِ – نظره ونظراً artinya melihat dan berangan-angan dengan kedua matanya. Dan نظر فيه, yakni tadabbur dan tafakkur. Misalnya mentadabburi isi kitab dan mentafakkuri perkara. <sup>4)</sup> Seperti firman-Nya, وَزَيْنَاهَا Dan Kami telah mengiasinya langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya). (Q.S. Al-Hijr [15]: 16)

Yakni, Lin-naazhiriin dalam ayat tersebut maksudnya ialah orang-orang yang berpikir dan menjadikan bintang-bintang itu sebagai dalil atas kekuasaan Tuhan yang menciptakan menurut ukuran dan kebijaksanaan-Nya di dalam mengaturnya. <sup>51</sup>

Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 517.

Tofsir Al-Maroghi, jilid 10 juz 29 hlm. 53; lihat, surat Al-Qiyamah [75]: 37; di dalam Mu'yam ditambahkan bahwa nuthoh dari manusia adalah alir mani yang keluar karena syahwat yang darinya menjadi anak. Lihat, Mu'yam Lughatul Fuqoha', hlm. 452.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maroghi, jilid 6 juz 17 hlm, 87.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 55.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 517.

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1011 hlm.

 <sup>733.
 7</sup>afsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 49.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 hlm. 126.

<sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 932.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 12.

Berikut makna nazhara di sejumlah ayat:

- 1) Nazhara berarti 'menangguhkan', misalnya: (Q.S. Al-Hijr [15]: 36) قَالَ رَبُ فَأَنْظِرُنِي إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ Maka, Fanzhurnii maksudnya ialah berikanlah tangguh kepadaku dan jangan matikan aku. 13
- 2) Nazhara berarti 'menunggu', misalnya: عن يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيْهُمْ الْمُلاَبِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتٍ رَبّك (Q.S. Al-An'aam [6]: 158) Maka, Yanzhuruun maknanya ialah vantazhiruun, "menunggu". Dan yang dimaksud ialah para malaikat, yakni para malaikat maut yang akan mencabut nyawa mereka.2]

Adapun, an-naazhiriina inaahu maknanya nadhajahu (masaknya) adalah lughat penduduk Maghribi.<sup>3</sup>]

3) Nazhara berarti "memperhatikan", misalnya, : لاَ تُقُولُوا وَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raaina" tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". (Q.S. Al-Bagarah [2]: 104) Maka, Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina, berarti sudilah kamu memperhatikan kami.43

Begitu juga pada ayat-ayat yang lain, اذُهَبُ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولُ عَنَّهُمْ ,di antaranya (Q.S. An-Naml [27]: 28) Maka, فَانْظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ Fanzhur ialah pikirkanlah.51 Dan kata falyanzhur adalah uslub 'amr (perintah), yang "perhatikanlah", "renungkanlah", yang dimuat di beberapa ayat menunjukkan perhatian secara serius terhadap apa yang diperbuatannya, di ataranya dinyatakan, فَلْيَنْظُر الْإِنْسَانُ إِلَى طُعَامِه: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan Makanannya. (Q.S. 'Abasa [80]: 24), yakni, mengoreksi dan meneliti setiap makanan yang masuk ke dalam perutnya tentang status halal dan haramnya, baik secara dzati (makan itu sendiri) ataupun berupa kasab (usaha mendapatkan makanan tersebut); dan memperhatikan kejadian dirinya. Uslub yang sama dinyatakan, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِق Maka : hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? (Q.S. Ath-Thaariq [87]:

1. *Ibid*, jihd 5 juz 14 hlm. 20.

5), yakni, memperhatikan tentang asal-usul kejadian dirinya, yang oleh ayat selanjutnya ditegaskan: Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. (Q.S. Ath-Thaarig [87]: 6-7)

Oleh karena itu, kemampuan seseorang untuk dapat memperhatikan dirinya dari makan dan memperhatikan asal usul penciptaan dirinya maka seseorang dapat tampil dengan sebutan naadzirah (wajah yang dalam keadaan berseri-seri, tidak ada kegelishan, kesusahan dan tidak pula murung).

Sedang bentuk pertanggung jawaban dirinya kelak, agar manusia tidak lupa akan dirinya, Maka dijelaskan: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati). (Q.S. Ath-Thaariq [87]: 8), yakni, menandaskan bahwa dirinya kelak akan dibangkit sebagaimana semula.

4) Nazhara berarti 'melihat', misalnya: إِلَى نِهَا تَاهِرُهُ (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 23) Maka, naazhirah maksudnya melihat Tuhannya secara langsung tanpa penghalang.11

## (نَعْجَةُ) Na'jatun

تَلَقَدُ طَلَمَكَ بِشُوْالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ,Firman-Nya Sesungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingnmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. (Q.S. Shaad [38]: 24)

Keterangan

An-Na'jah adalah kambing betina(al-untsay min adh-dha'ni).23 Dalam hal ini, seorang penyair mengatakan:

> يًا شَاةً مَا قُنْصَ لَمُنْ حَلَّتُ لَهُ حرمت على وليتها لمَ فَبَعَثْتُ جَارِئِي فَقُلْتُ لَهَا أَدْهَبِي فَتَحَسَّمِي أَخْبَارَهَا لِيَ قَالَتُ رَأَيْتُ مِنَ الْأَعَادِيْ عِزْةً وَالشَّاةُ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ هُوَ مُرْتَعَى

"Hai kambing burun (wanita idaman) bagi siapapun yang disinggahinya. Haram bagiku mendekatinya. Kenapakah harus haram saya kirim budak perempuanku, seraya saya katakan kepadanya, "Pergilah

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 82

<sup>3.</sup> Al-Burhan fir 'Uluumil Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>4.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 80 hlm. 29.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 133.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 151.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab nun hlm. 933.





menyelidiki tentang halnya sampai kau ketahui budakku berkata: Saya tahu dari kelengahan dari saingan-saingan. Sedang kambing (gadis) itu mungkin didapat, bagi siapa yang senantiasa berharga".<sup>11</sup>

### (نُعَاسًا) Nu'aasan

Firman-Nya, النُّغَاسُ أَمْنَةً مِنَة Mengantuk sebagai suatu penentraman dari pada-Nya. (Q.S. Al-Anfal [8]: 11)

#### Keterangan

An-nu-aas artinya mengantuk, yakni kendurnya indera dan saraf-saraf kepala, yang diikuti dengan tidur. Mengantuk ini hanya melemahkan kesadaran saja, tidak menghilangkan sama-sekali. Bila kesadaran itu hilang sama sekali, namanya tidur. <sup>2]</sup> Al-Jauhari mengatakan hakikat an-nu'as adalah ngantuk bukan tidur. <sup>3]</sup> Sedang mengantuk (an-nu'aas) menurut ayat di atas adalah berfungsi untuk menenteramkan hati dan pikiran seseorang.

## (نَعةَ) Na'iga

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dinyatakan: مُنْفَقَ الرَّاعِي بِغَنْمِهِ مِنْ بِعُنْمِيةًا وُلِّعَاقًا , artinya meneriaki dan membentak (shaaha biha wa zajaraha). Dan suara yang dikeluarkan oleh binatang dinyatakan: يُعِقَ الرَاعِي الرَّاعِي

## انَعُلُّ) Na'lun

Firman-Nya, نفتين: Kedua terompahmu (terompah Musa a.s.). arti selengkapnya berbunyi: Sesungguhnya Aku inikah Tuhanmu, Maka tanggalkanlah kedua terompahmu: Sesungguhnya kamu berada di tembah yang suci, Thuwa. (Q.S. Thaaha [20]: 12)

#### Keterangan

Dinyatakan: نتن فلات بنه , yakni memakaikan terompahnya. <sup>11</sup> Kata نتن , dengan difathahkan lalu disukunkan, baik mudzakkar ataupun mu'annats, adalah alas kaki yang tidak menggunakan jepitan. <sup>21</sup> Kata na'lun yang dimuat dalam Qur'an hanya ditujukan kepada Musa a.s., sebagai nabi yang dalam hidupnya memakai terompah. Sedangkan pada ayat di atas adalah perintah menanggalkan terompah sebagai bentuk pengabdian kepada sang Khalik di lembah suci, Thuwa.

## (نَعْمَاءُ) Na'maa' (نَعْمَةٌ) Na'maa

Firman-Nya, وَمَنْ يُبِيْرُا بِغِمَةَ اللَّهِ مِنْ يَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنْ اللَّهِ . Pan barangsiapa yang menukar ni 'mat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 211)

#### Keterangan

Ni'matullaah pada ayat tersebut maksudnya ialah ayat-ayat-Nya yang nyata, diberikan kepada nabi-Nya dan dijadikan sebagai sumber hidayah dan keselamatan.<sup>3]</sup>

Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa an-ni'mah ialah kondisi yang baik (al-haalatul-hasanah); secara bahasa kata an-ni'mah adalah bina' (bentuk) kata yang mengungkapkan tentang keadaan yang ada pada seseorang seperti jilsah (dalam keadaan duduk) dan ar-rikbah (dalam keadaan berkendaraan). 41

Sedangkan firman-Nya, وَلاَ نَتَجِدُوا مِنْهِا اللهِ مُرْوَا مِنْهُ مُرَوا اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْجِكْمَةِ يَجِطُكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْجِكْمَةِ يَجِطُكُمْ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 231) Maka, ni'matullaah berarti rahmat Allah yang la ciptakan untuk pasangan suami istri. 51

Naa'imah yang tertera pada ayat tersebut maksudnya ialah yang berwajah cerah. 61 Seperti

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jibd 8 juz 23 hlm. 108.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 172.

ع بي الله Manzhur, Op. Cit., jilid 6 hlm. 233 maddah يوغ بي

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wasith, juz 2 bab nun hlm. 934

<sup>5.</sup> Mu<sup>'</sup>jom Mufrodot Alfaozhil Qur'an, hlm. 520; Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 45.

<sup>1.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab nun hlm. 934.

<sup>2</sup> Qal'ajiy, Mu'jom Lughatul-Fuqahad', 'Arabiy, Engliziy, Afranciy , A.D. Muhammad Rawas, tahqiq: Engliziy: A. D. Hamid Shadiq Qanibi, Afranciy: A. Quthb Musthafa Sanur, Cet. ke-1: 1996M/1416H, Beirut-Libanon, Daar An-Nafaavs, hlm. 452.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 117; Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa نتختار penggunaannya mencakup setiap kenikmatan, di antaranya adalah nikmat Islam dan nikmat Iman, sebagaimana yang didapat oleh para nabi, dan nikmat berupa diyauhkan dan kesesatan (adh-dhalaal) seperti معالمة المنافقة على المنافقة على المنافقة (Q.S. Al-Fatihah [1]: 7]; سواعد القبي المنافقة على التنبيقين والمنافقة والشياء والمتاليقية (Q.S. An-Nisa' [4]: 68) Lihat, Fothul Qadin; jilid 1 hlm. 24.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, him 520.

Niu jarn Majraoon Aljeaznii Qor on, nim 5
 Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 177.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 133.

halnya yang tertera di dalam firman-Nya, وُجُوهُ . Banyak muka pada hari itu berseri-seri :يؤمَنِذِ نَاعِنَةُ (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 8)

: أَذَقَنَاهُ نَعْمَاء نَعْدَ صَبَرًاء , Adapun firman-Nya Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana. (Q.S. Huud [11]: 10)

Maka, ٱلتَّفَيَّةُ وِالنَّفْيَةُ وَنَعْمَاءُ , ialah kekayaan dan keutuhan. Kebalikannya adalah adh-dharragi dan adhdhurru (petaka, bencana). 1 Seperti firman-Nya: أُولِي التَّفْيَة, yang berarti Orang-orang yang mempunyai kenikmatan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 11)

## (نَفضَ) Naghidha

Firman-Nya. Lalu : فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ mereka menggetengkan kepalanya kepadamu. (Q.S. Al-Isra' [17]: 51)

Keterangan

Sa-yunghidhuuna ilaika ru-uusahum maksudnya ialah mereka akan menggerakkan kepala mereka dengan sikap memperolok-olok. Orang mengatakan: نَقَصَ رَأْسَهُ يَنْفُضَ نَفَضًا. Artinya, kepala bergerak. Sedang أَنْغَضَ رَأْسَهُ, artinya dia menggerakkan kepalanya bagai orang yang kagum terhadap sesuatu.<sup>2]</sup> Arti selengkapnya berbunyi: atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu". Maka mereka akan bertanya: "Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama". Lalu mereka akan menggelenggelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, "Kapan itu (akan terjadi)?" Katakanlah: "Mudahmudahan waktu berbangkit itu dekat." (Q.S. Al-Isra' [17]: 51)

## (النَّفَاثَاتُ) An-Naffaatsaatu

firman-Nya, وَمِنْ شَرَ النَّفَّانَاتِ فِي الْخَفْدِ dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. (Q.S. Al-Falaq [113]: 4)

Keterangan

An-Naafaatsaat adalah syibhun nafkhi duna naqlin bir-riiqi (penyerupaan terhadap tiupan/

1. Ibid, jilid 4 juz 12 hlm. 8.

hembusan tanpa memindahkan saringan). 1 An-Naffaatsat, mufradnya ialah نَفُاسَهُ, seperti 'allaamah. Asal katanya ialah an-nafats, yang artinya tiupan untuk mengeluarkan lendir dari mulut,2]

Maksudnya, biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan napasnya ke buhul itu.3]

## (نَفُخُ) Nafakha

فَإِذَا سَوْنِنُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ,Firman-Nya Maka apabila Aku telah menyempurnakan :سَاجِدينَ kejadiannya, dan telah menjupkan ke dalamnya ruh (ciptaan) Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. (Q.S. Al-Hijr [15]: 29)

Keterangan

An-Nafkhu ialah menjup angin dari mulut atau lainnya dalam melubangi tubuh yang cocok untuk menahan angin itu dan untuk dipenuhi dengannya. Yang dimaksud di sini ialah menghubungkan sesuatu yang membuat hidup kepada benda yang dapat menerima kehidupan itu.4 Arti meniup juga dapat ditemukan di tempat lain, misalnya meniup sangkakala, seperti kejadian Kiamat, yang dinyatakan di dalam firman-Nya, فَإِذَا نُفِعْ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاجِدَةٌ Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. (Q.S. Al-<u>H</u>aggah [69]: 13)

Dan di antaranya ialah mukjizat nabi Isa a.s., seperti dinyatakan, فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْن Kemudian aku meniupnya, Maka ia menjadi: الله seekor burung dengan seizin Allah. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 49)

ialah bagian yang sedikit. الشُخة , Sedang Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, .Sedikit saja azab dari Tuhanmu تَفْحَةٌ مِنْ عَدَابٍ رَبِّكَ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 46)

## (نَفُدُ) Nafaada

: الْنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي Firman-Nya, نَتْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِي Habislah lautan itu sebelum habis (ditulis)

S. Ibid, jilid 6 juz 17 htm. 35.



<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 54-55.

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, Shafwootut-Tafaasir, jilid 3 hlm 623.

<sup>2.</sup> Tafsır al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 267.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'an don Terjemohnya, catatan kaki no. 1610 hlm. 1120; lihat juga, Al-Kosysyoof, juz 4 film. 301.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 5 juz 14 hlm. 20.



kalimat-kalimat Tuhanku. Arti selengkapnya: Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kamu datangkan tambahan sebanyak itu (pula). (Q.S. Al-Kahfi [18:] 110)

Keterangan

An-Nafaad ialah al-fanaa' (musnah, habis, hilang). Dikatakan, نَفَدُ يَنْفُدُ. Dan أَنْفُدُوا, berartí tambahannya telah habis (faniya zaaduhum), dan غَصُمٌ مُنَافِدٌ, apabila perdebatan tersebut bertujuan untuk menguras habis hujjah yang غانفنٽ , bersangkutan ا Seperti juga firman-Nya (dituliskan) كَلْمَاتُ اللَّهِ: Tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. (Q.S. Luqman [31]; 27)

:إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ,Adapun firman-Nya Sesungguhnya ini adalah rezeki dari Kami yang tiada habis-habisnya. (Q.S. Shaad [38]: 54) Yakni, Allah menandaskan bahwa rezeki yang diterima bagi penghuni surga tidaklah akan habis, terusmenerus tercurah. Lihat ayat sebelumnya, 49-53.

### (نَفَذَ) Nafadza

Firman-Nya, فَانْفُذُوا لاَ تُنْفُذُونَ إِلاَ بِسُلْطَان Maka: فَانْفُذُوا لاَ تُنْفُذُونَ إِلاَ بِسُلْطَان lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 33)

Keterangan

An-Tanfudzu maknanya katian keluar.21 anah panah itu) نُقَدُ المُتَهُمُ فِي الرَّمِيَّةِ نُفُودًا وَنَفَادًا ,Dikatakan terlepas keluar dari busurnya), dan اِلْمُثَقَبُ فِي الْغَشْبِ, apabila alat pelubang (bor) tersebut melubangi kayu tersebut untuk menghendaki bentuk lain.<sup>33</sup> adalah النَّفَاذُ Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa النَّفَاذُ adalah 'melewati, menembus). Dan menurut syara' ألغواز adalah menembus sesuatu dan keluar darinya. anda telah) خُرْتُ yakni نَقَدُّتُ (anda telah) semuanya النُّفاذُ و الْجِدَّةُ وَ الْمَهَاءُ semuanya menunjukkan kepada arti "cepatnya dalam hal mengalir dan berjalan" karena semuanya melebihi batasnya yakni berjalan sampai pada puncaknya, dan bukannya setiap yang berjalan sampai ke puncak itu dikatakan melebihi batas (muta'addivan).11

## (نُفُور) Nufuur - (نَفُرَ) Nafara

Firman-Nya, وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. (Q.S. Al-Isra' [17]: 6)

Keterangan

An-Nafiir dan an-naafir artinya yang berkumpul sesama lelaki. Yaitu kerabat dan أَنَا أَكُمُّ مِنْكِ مِنْكُ وَأَعَدُ , keluarganya. أَنَا أَكُمُّ مِنْكِ مِنْكُ وَأَعَدُ , Keluarganya (Q.S. Al-Kahfi [18]: 34) Maka, an-nafru: yang dimaksud talah para pembantu, para pengawal dan khadam.33

Adapun An-nafru ialah lari dari sesuatu dan lari kepada sesuatu, contoh yang yang pertama وَلَقَدْ صَرَفَنَا فِي هَدَا الْقُرْءَانِ لِيَدُّكُرُوا وَمَا ﴿falah firman-Nya (Q.S. Al-Israa' [17]: 41) sedang contoh) يُزِيدُهُمُ اِلْأَنْفُورُا yang kedua ialah lari ke medan pertempuran.41 berarti menjauhkan diri". Sebagaimana نَفُورُ , firman-Nya, بَلُ لَجُوا فِي عُنُوَ وَنُفُور: Sebenarnya mereka terus menerus hanyalah dalam dan kesombongan dan menjauhkan diri. (Q.S. Al-Mulk [67]: 21)

### (نَفْسُ) Nafsun

يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تُجِادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفَّى كُلُ Firman-Nya, يُوْمَ تَأْتِي كُلُ ل (Ingatlah) suatu hari (ketika) : نَفْس مَاعْمِلْتُ وَهُمُ لاَيْطَلُمُونَ tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan). (Q.S. An-Nahl [16]: 111)

Keterangan

Kata An-Nafsu dalam ayat tersebut yang pertama adalah badan; dan yang kedua adalah zatnya.5]

Pembahasan tentang an-nafsu secara terpisah, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya, Ar-Ruuh, bahwa النَّفَين adalah kata yang dipergunakan untuk bani Adam, kecuali Isa a.s. 6

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 27 hlm. 117.





ن ف د Bhou Manzhur, Op. Cit., jilid 3 hlm. 514 maddah ن ف د

<sup>2.</sup> Tafsir al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm. 12.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 him, 147

<sup>4.</sup> Ibid, jihd 2 juz 5 hlm. 86.

<sup>5</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 148

<sup>6</sup> Ibnu Al-Qayyim, Ar-Ruuh, him. 188; Ibnu Manzhur menjelaskan. terdapat perbedaan antara ar-ruuh dengan an-nafsu, pada ayat Allahu yatowaffa hiino mautiha, bahwa ar-ruuh berarti yang dengannya ada =

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 522.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Berikut kata *nafs* yang dimuat di sejumlah ayat serta pengertiannya, antara lain:

Bunyi ayat, إِنَّ التَّقْسَ لأَمْارَةٌ بِالسُّوءِ
 Sesungguhnya nafsu pada hakekatnya menyuruh kepada kejahatan. (Q.5. Yusuf [12]: 53).

Di dalam Shafwaatut-Tafasiir dinyatakan, bahwa aku (Yusuf) tidak membersihkan jiwaku dan aku tidak menyucikannya, karena nafsu manusia itu condong kepada syahwat. Az-Zamakhsyari menjelaskan, bahwa Yusuf a.s. merendahkan dirinya sendiri, seakanakan ia bukanlah orang suci serta tidak pula menyombongkan diri dan ujub. <sup>1</sup>

- 2) اَنَفْسَكُمْ: diri-diri kalian. Sebagaimana firman-Nya, اَوْلَا تَلْمِرُوا اَلْفُسْكُمْ ... Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri.... (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 11), maksudnya, jangan sebagian kamu mencela sebagian yang lain, dengan perkataan atau dengan isyarat tangan, mata atau semisalnya. Karena orang-orang mukmin adalah satu jiwa. Maka apabila seorang mukmin mencela orang mukmin yang lainnya, Maka seolah-olah mencela dirinya sendiri.<sup>21</sup>
- Firman-Nya, وَقِ أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ نُبْصِرُونَ Dan tentang dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan? (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 21)

Maka, Wa fii anfusikum afala tubshiruun, yakni kamu makan dan minum yang masuk dalam satu tempat dan keluar dari dua tempat. Maksudnya, perintah berkosentrasi pada masing-masing diri untuk meneliti dan mengkajinya. Dan indikasinya ialah tubshiruun. Menurut Al-Baghawi, kata anfusikum dinyatakan dengan tanda-tanda kebesaran-Nya (عنا), di antaranya: ketika berupa nutfah, lalu 'alaqah, lalu mudhghah, kemudian 'izhaam (tulang) hingga ditiupkan ruh di dalamnya. A

4) Firman-Nya, بَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ dari jiwa yang satu.
 (Q.S. An-Nisa;' [4]: 1) Maka nafsun maksudnya

ialah Adam a.s. Demikian yang dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. <sup>1</sup>1

Adapun firman-Nya, وَالصَّبُعِ إِذَا تَنَفَّن (Q.S. At-Takwiir [81]: 18) Maka, *Tanaffas* ialah jelas cahayanya.<sup>21</sup> Yakni cahaya subuh. 'Alqamah bin Qarthin berkata:

حَتَّى إِذَا الْصَهُيْحُ لَهَا تُنَفَّسَا

وَ أَنْجَابٌ عَنَّهَا لَيْلُهَا وَعَسْعَسَا

"Sehingga tatkala pagi telah memancarkan sinarnya dan malam pun mulai pudar mengundurkan diri".<sup>3</sup>]

### (نَفَشَ) Nafasya

Firman-Nya, إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ هُنَمُ الْقَوْمِ: karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 78)

Keterangan

An-Nafsyu ialah menggembalakan binatang ternak pada waktu malam tanpa gembala. 4

## Nafa'a (نَفَعَ) ~ Manaafi' (مَنَافِعُ)

Firman-Nya, وإثنينا أكثر من تقميدا dan dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219)

#### Keterangan

An-Naf'u ialah sesuatu yang membantu yang dengannya dapat menghubungkan ke arah kebaikan-kebaikan (al-kahiraat) dan sesuatu yang dapat menyampaikannya kepada kebaikan maka disebut khair. Maka an-naf'u berarti khairun yang lawannya adalah adh-dhurru (mudarat). 51

## (يُنْفِقُ) Yunfiqu ~ (نَفَقَ) Nafaqa

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَبِعِيمُونَ الصِّلاةَ ,Fîrman-Nya (yaitu) mereka yang beriman :وَبِعَا زَرْفُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

<sup>=</sup> kehidupan sedang nafsu adalah yang dengannya ia berpikir. Dan *onngsu*, bila tertidur maka hilang kesadarannya, sedang ar-ruh itu sendiri adalah hidupnya, yang tidak adanya berarti mati. *Lisoonul 'Arob*, plid 6 hlm. 235 maddah نفس نفس

Az-Zamakhsyarı, Al-Kosysyaaf fi Wujuuhit-Ta'wii 'an Haqaa-iqitaqaawii, jilid 2 hkm. 480; Ash-Shabuni, Shafwaatul-Tafaasir, jilid 2 hkm. 57.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 132.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 199.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Baghawi, juz 4 hlm. 188.

tbid, juz 2 him. 97; Tafsir Al-Qurtubi, jilid 3 juz 5 him. 3; sedangkan kata woohidoh menunjukkan kepada toukidipemantapan) yang menerangkan kata Adam. Artinya benar-benar satu, bukan selainnya. Dan indikasi lainnya ialah penyebutan minhuma, "dari keduanya", yakni dari Adam dan Hawa. Baca, Wohado.

Imam Al-Bukhan menjelaskan bahwa Tonoffos: irtafa'on-nahaaru (munculnya siang hari). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 223.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraahi, jilid 10 juz 30 hlm. 5.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 60

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'on, hlm. 523.



kepada yang ghaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 3)

Keterangan

Kata Infaaq, terambil dari kata yunfiquun artinya sama dengan infaaz. Hanya saja kata infaaz mengandung pengertian hilang secara keseluruhan, tidak seperti pada kata infoaq. Adapun kata infaaq di sini, maksudnya ialah mencakup nafkah wajib, baik terhadap anak istri dan sanak keluarga, juga mencakup pengertian sedekah sunnah. 13

Islam tidak memandang nilai nominal infak para pemeluknya, seperti dinyatakan: نَفَقَةُ مَنِعْرَةُ Suatu nafkah yang kecil dan tigak (pula) وَلاَ كُبِرَةُ yang besar. Arti selengkapnya: dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintas suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. At-Taubah [9]: 121)

Adapun bentuk infak yang tidak diterima Allah (tidak ada nilainya di sisi Allah) antara lain: a) infak dari mereka yang fasik, b) infak mereka yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, c) infak mereka yang tidak mengeriakan shalat. Sebagaimana tertera di dalam firman-Nya: Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (Q.S. At-Taubah [9]: 53-54) Baca Fasig, Kafir.

Sedang arah pembelajaan infak (nafkah) disebutkan di dalam surat Al-Bagarah ayat 215: "Mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yag sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (al-ayah)

Hal yang perlu diingat dan diperhatikan dalam berinfak adalah tidak boleh boros dan bakhil.Di dalam surat Al-Isra' dinyatakan:

"Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pelaku boros itu saudara setan, dan setan itu sangat ingkat kepada Tuhannya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangalh kamu terlalu mengulurkannya karena yang demikian itu kamu menjadi tercela dan menyesal", (Q.S. Al-Isra' [17]: 26-29)

Menurut A. Hassan bila kamu belum mampu dan tak bisa menolong keluarga maka katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baikbaik, jangan sampai mereka berkecil hati lantaran tidak dapat pertolongan darimu. 11

## (مُنَافِقٌ) Munaafiq (النَّفَاقُ) An-Nifaaqu

وَمِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاقِ لاَ تَعَلَّمُهُمْ ، Firman-Nya ...dan (juga) di antara penduduk Madinah. : نَعَنُ نَعَالَمُهُمْ Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. (Q.S. At-Taubah [9]: 101)

Keterangan

An-Nifaaq adalah nama yang disandarkan kepada agama Islam yang belum dikenal oleh orang Arab dengan makna khusus. Dan orang munafiq dinyatakan sebagai orang yang mempunyai kriteria menutupi kekufurannya dan menampakkan keimanannya.23

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 942.



<sup>1.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgon, catatan kaki no. 1853, hlm. 533. 1 Tafsir Al-Maraghi, jilid | juz 1 hlm. 42.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْمَّمْوَاتِ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا(٧/٢)لِيْعَذِبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ (O.S. Al-Ahzab [33]: 72-73)

5) Orang-orang yang kerap mengganggu: وَلاَ تُطِعِ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (Q.S. Al-Ahzab [33]: 48)

 6) Orang-orang yang mengejek Allah dan rasul-Nya: يَحْذَرُ النَّافِقُونَ أَنْ ثُنْزَلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ تُنْتِيُهُمْ بِمَا فِي قُلُومِهِمْ قُلِ
 نَا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْدُرُونَ (Q.S. At-Taubah [9]: 64-65)

 Orang-orang yang mengucapkan perkataan kekafiran: يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كَلِيمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا: (Q.S. At-Taubah [9]: 73-74)

- 8) Órang-orang yang menipu Allah, yakni malas melakukan salat kecuali di hadapan manusia, karena mengharapkan riya': إِنَّ النَّامَةِ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّبُارَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَامُونَ النَّاسَ (Q.S. An-Nisaa' [4]: 142) lihat juga, (Q.S. An-Nisaa' [4]: 60, 87, 137, 139, 141, 144)
- 9) Orang-orang yang tidak sama antara hati dan ucapannya, di antara orang yang bila ditimpa cobaan dari manusia menganggapnya azab Allah: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ قَلِزَا أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَىٰ الْكَامِعَكُمُ مُنْ رَبَّكَ لَيْقُولُنَّ إِنَّا كُنَا مَعْكُمُ (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 10) dan lihat ayat ke-

Selanjutnya kata munafiq terdapat di sejumlah ayat, antara lain: (Q.S. Al-Munafiqun [63]: 1, 7, 8) (Q.S. Al-Fath [48]: 6); (Q.S. Al-Hadiid [57]: 13); (Q.S. At-Tahrim [66]: 9)

## (نَافِلَةً) Naafilah

Firman-Nya, وَمِنَ النَّتِلِ فَتَهَجُّدُ بِهِ بَافِلَةً لَكَ bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. (Q.S. Al-Isra' [17]: 79)

#### Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan: نَقُلُ الْجُلِنَ artinya holf (sumpah). Dan نَقُلُ artinya holf (sumpah). Dan نَقُلاً yakni, memberikannya tambahan dari yang dikenal. <sup>1</sup> Adapun Naafilah ialah kewajiban tambahan atas sembahyang lima waktu yang difardukan kepadamu. <sup>2</sup> Dan naafilah juga berarti al-hibah

Penyebab seseorang menjadi munafik lantaran memungkiri janjinya kepada Altah, خَانَعُهُمْ بِفَاقًا فِي قَلْمِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونُهُ بِمَا أَخْلَقُوا الله Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah... (Q.S. At-Taubah [9]: 77)

Munaafiguun (مُثَافِقُونَ) adalah kata jamak dari مُنَافِقٌ, yakni orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Diambil dari sarabun fil ardhi (terowongan yang berada di bawah tanah), dan an-naafiga', adalah جِغِرُ النَّمْبُ وَالْيَزِيُوعِ, "lubang biawak dan lubang tikus". Abu 'Ubaidah mengatakan: Seseorang dinamakan munafig karena ia punya lubang tembusan/terowongan. 11 Dan hanya dikatakan munafiq itu lantaran ia bersembunyi sebagaimana tikus yang masuk ke sarangnya. Maka apabila dicari ia keluar dari sarangnya, atau mencari jalan yang berlawanan dari jalan semula. Oleh karena itu perbuatan orang munafiq yang masuk Islam gambarannya seperti itu. Kemudian ia keluar dari Islam tanpa ada bekasnya.

Firman-Nya, ٱلْتُنَافِقُونَ وَالْتَنَافِقَاتُ Orang munafik laki-laki dan perempuan. Sejumlah ayat yang menyebutkan ciri-ciri *munafiq*, antara lain:

- Orang yang berpenyakit di hatinya, dan mengatakan kepada orang mukmin sebagai orang yang tertipu dalam agamanya: إِذْ يَقُولُ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ مَوْلاً، فِينَامَ النَّانْفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ مَوْلاً، فِينَامُ Anfal [8]: 49)
- Orang yang tidak menggubris janji-janji yang dijelaskan oleh rasul-Nya, dan menganggapnya sebagai tipuan belaka: وَإِذْ يَقُولُ النَّافِقُونَ وَالنَّذِينَ فِي
   نَّ وَمِنْ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُونَ (Q.S. Al-Ahzab [33]: 12)
- 3) Orang-orang yang menyebarkan berita bohong, khususnya di kota Madinah: نَنْ لَمْ يَلْتُهِ لَلْمُونِلُكُ وَاللّٰهِ اللَّهُ وَلَلْ يَعْلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الل
- 4) Orang-orang yang mengkhianati amanat Allah yang dipikulkan kepadanya: رُنْ عَرْضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 15 him. 81; dan di dalam Mu'jom ditambahkan bahwa naflu, dengan difathah dan disukunkan ialah tambahan pada amalan wajib seperti salat, zakat (ash-sahadagah) ataupun selain dari keduanya. Mu'jom Lughatui Fugaha', him. 456.



<sup>1.</sup> Sebagaimana bunyi ayat عنفة في الأرض fobang di buml. Arti selengkapnya ayat tersebut: Oan jika perpalingan mereka (darimu) teraso amat berat bagimu, Maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, (Moka buotlah) Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah mereka semua dalam petunjuk, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orangorang jahil. (Q.S. Al-An'am [6]: 35).

I. Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 942.



(anugerah, pemberian). Dan dimaksudkan adalah tentang Ibrahim a.s.<sup>13</sup> Sebagaimana firman-Nya, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَنَعْقُوبَ نَافِلَةً dan Kami telah memberikan kepada (Ibrahim) ishak dan Ya'qub sebagai suatu *anugerah* (dari pada Kami). (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 72)

### (نَفاً) Nafaa

Firman-Nya, ثَوْ يُنْفُوْا مِنَ الْأَرْضِ: Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). (Q.S. Al-Maaidah [5]: 33)

Keterangan

رَنَقَى الشُّنَىٰ - نَقَيًا :Di dalam Mu'jam dinyatakan artinya menjauhkannya (nahaahu wa ab'adahu). Dikatakan: نَقَى الْجَاكِمُ فُلاناً, yakni mengeluarkannya dari negerinya (akhrajahu min bilaadihi wa tharadahu), yakni mengusirnya.<sup>2]</sup> Sedang Annafyu fil ardhi (dibuang ke suatu negeri), yang tertera pada ayat di atas maksudnya, dipindahkan ke suatu negeri atau daerah tempat pengacau itu: melakukan kerusakan. 3] Merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada perusuh. Arti selengkapnya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orangorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 33)

## (نَفَبَ) Naqaba

Firman-Nya, وما اسْتَشَاعُوا لهُ نَقْبًا Dan mereka ئوما اسْتَشَاعُوا لهُ نَقْبًا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 97)

Keterangan

Abu Al-Ma'ani mengatakan *an-naqbu* adalah jalan yang ada di gunung (goa, lorong). <sup>4</sup>] Dikatakan: نقْبَقُلانٌ فِي ٱلأَرْضِ, artinya dzahaba (pergi). <sup>5</sup>] Naqiibul qaum ialah orang yang menyelidiki dan

1. Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 942.

membahas tentang keadaan nasib kaum. Sedang نَفْتِ عَلَيْمَ بِسَاباً, maksudnya ialah menjadi pemimpin mereka. الْفَتِ عَلَيْمَ الْفَيْ عَصْرَتَهِيناً, Seperti firman-Nya, وَيَعْتُنَا مِيْمُ الْفَيْ عَصْرَتَهِيناً Dan telah kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 12)

Adapun Fa-naqqabuu berarti dharabuu (mereka menjelajah). <sup>21</sup> Merupakan bentuk muba-laghah (arti lebih) dari naqaba. Dikatakan: Naqqaba fil-bilaad. <sup>31</sup> Seperti firman-Nya, فَنَقُبُوا فِي Maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. (Q.S. Qaaff [50]: 36)

## (اَلْنُاقَةُ) An-Naqatu

Firman-Nya, وَشَوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

Keterangan

Naqatallaahi: unta Allah. 41 Az-Zujaj mengatakan bahwa naaqatallaah dinasabkan (dibaca fathah) menunjukkan kepada makna biarkanlah unta Allah (dzarau naaqatallaah). Al-Farra' berkata: hidrahum iyyaahu (tinggalkanlah ia), dan setiap yang mengandung ancaman (at-takhdziir) selalu dinasabkan. 51 Sedang alia dimaksudkan dengan, biarkanlah mereka menyembelih unta milik Allah. 61

Kata an-naaqah merupakan ayat-ayat Allah, yang menunjukkan sebagai mukjizat, ujian, cobaan. Di antaranya, dinyatakan: هَنْهُ اللهِ لَكُمْ عَالِهُ (Nabi Saleh a.s. berkata): "Inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, .." (Q.S. Huud [11]: 64); dan firman-Nya, الله الله Unta betina (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat. (Q.S. Al-Isra' [17]: 59); dan firman-Nya, الثاقية فِتْنة : Unta betina sebagai cobaan. (Q.S. Al-Qamar [54]: 27)

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Bagowi, juz 2 hlm. 461.



<sup>2.</sup> Ibid, juz 2 bab nun hlm. 943

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 6 hlm. 104.

<sup>4. &#</sup>x27;Umodatul Qaarii Syarh Shahih Al-Bukhari, juz 10 hlm. 360.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab non hlm. 943.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 6 hlm. 72; Mu'jam Mufradat Alfazhii Qur'an, hlm. 524,

<sup>2.</sup> Shahih Al-Bukhari, plid 3 hlm. 198.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun him, 943.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 18; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm.

<sup>5.</sup> Asy-Syaukani, Fathul Qadiir, jilid 5 hlm. 450.

## -+

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

### (نَفَذُ) Naqadza

Firman-Nya, اَقَانَتَ تُنْفِذُ مِنْ فِي الثَّار: Apakah kamu akan *menyelamatkan* orang yang berada dalam neraka? (Q.S. Az-Zumar [39]: 19)

Keterangan

Dinyatakan:ئَنَفَتْ, artinyamenyelamatkannya (khallashahu wa najaahu). Dikatakan: تُنَفَنْتِ الشَّيِّة بَعْهُ وَأَنْفَدْتِ الشَّرِةِ بِعْهُ وَأَنْفَدْتِ الشَّرِ Baca Syafa'at.

Begitu juga firman-Nya, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ Dan kamu telah berada di tepi :مِنْ التَّارِفَأَنْفَدُكُمْ مِهَا jurang neraka, lalu Allah *menyelamatkan* kamu dari padanya. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 103)

## (النَّاقُور) An-Naquur

Firman-Nya, فَإِذَا نُقِرَقِ النَّاقُورِ Apabila ditiup sangkakala. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 8)

Keterangan

An-Naquur ialah sangkakala (ash-shuur). Sedang, An-Naqiir adalah lubang yang tampak pada biji, dan dari situlah tumbuh pohon kurma. Kata ini merupakan ibarat tentang sesuatu yang hina dan tiada berharga. Seperti halnya tentang gambaran kulit tipis yang melekat pada biji kurma. Sebagaiamana firman-Nya, النَّنَ نَقِرَا لَا يُؤْنُونَ Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikitpun (kebajikan) kepada manusia. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 53)

Sedangkan firman-Nya, نَحْفُلُونَ الْجَنَّةُ وَلاَ يُطْلَعُونَ الْجَنَّةُ وَلاَ يُطْلَعُونَ الْجَنَّةُ وَلاَ يُطْلِعُونَ Mereka masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 124) Bahwa an-naqiir, berasal dari kata مُفْوَةً Yakni titik hitam yang terdapat pada bagian belakang biji kurma, sebagai gambaran terhadap sesuatu yang sangat sedikit, temah dan kecil. 41

## (نَقُصَ) Naqasha

إِلاَ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ النَّشْرِكِينَ ثُمْ لَمْ Firman-Nya, إِلاَ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ النَّشْرِكِينَ ثُمْ لَمْ اللَّهِ لِمُقَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَخْدًا

orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. (Q.S. At-Taubah [9]: 4)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, an-naqshu ialah mengurang keberuntungan, dan an-nuqshaan adalah bentul masdarnya, dan dan-nuqshaan (saya menguranginya). <sup>1]</sup> Sedang, Tsumma lam yanqushuukum syai-an dalam ayat tersebut maksudnya ialah kemudian mereka tidak mengurangi sedikitpun dari persyaratan perjanjian, sehingga tidak membunuh seorang pun di antara kalian dan tidak pula membahayakan kalian. <sup>2]</sup>

## (نَفَضَ) Nagadha

Firman-Nya, ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغانكۇنوا كاڭچى ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان ئۇلغان

Keterangan

An-Naqdhu ialah merobohkan sendi bangunan, dan al-hablu berarti al-'aqdu, yakni lawan dari al-ibraam (menetapkan, menguatkan). Dikatakan, أَنْفَنْتُ الْبِنَاءُ وَالْخَبْنُ وَالْغِفْدُ (saya memutuskan tali ikatan, janji). Sedang, Nuqdhul-yamiin yang tertera pada ayat di atas berarti melanggar sumpah. Asalnya memisahkan sebagian anggota tubuh dari sebagian lainnya.

## (نَقْعًا) Nag'an

Firman-Nya, نَأَنُونَ بِهِ نَفَطْ: Maka ia menerbangkan debu. (Q.S. Al-'Aadiyat [100]: 4)

Keterangan

Dinyatakan: نَقَعَ الشَّيَّةِ -نَفَعَ ال nya berada di air dan semisalnya hingga tergenang. <sup>6</sup> Dan naq'an maksudnya ghabaarun (debu). <sup>7</sup>]

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm 944; di dalam Qamus dinyatakan: an-naqdzu ialah at-tokhliish wo at-tanjiiyyah, seperti halnya kata نائيلة والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والشقية والمتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 125.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm, 62.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 2 juz 5 hlm. 163; Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 525.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 52.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 525; lihat juga Fathul Qadiir, jilid 1 hlm.

<sup>4.</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, الزَّيْنِ يَنْقَصُونَ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ يَبْدُ Orang-orang yang *melanggar* perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 27).

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 129.

<sup>6.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 948.

<sup>7.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 278.





### (نَقُمَ) Naqama

Firman-Nya, زَمَا تَنْفِهُمْ مِنَا إِلاَّ أَنْ ءَامَنَا بِالِتَاتِ رَبِيْنا: Dan kamu tidak *menyalahkan* kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 126)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan, dikatakan: الشَّيَّةِ وَتَقْتَلَةُ, apabila Kamu memungkiri sesuatu, baik dengan perkataan (mencela) atau dengan memberi hukuman (menyiksa). Dan Allah dinyatakan dengan dzun tiqaam, Yang punya kuasa untuk membalas (menyiksa). Baca Muntagimuun.

#### (تَاكِبُونَ) Naakibuuna

Firman-Nya, فَإِنَّ الْنَبِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَةَ عَنِ المِبْرَاطِ : Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 74)

Keterangan

La-naakibuun ialah menyimpang dari jalan yang lurus. <sup>21</sup> Dikatakan: نَعْبَ عَنْ الطُّرَيْق, berarti ia menyimpang dari jalan. <sup>31</sup> Menurut ayat selanjutnya mereka adalah orang-orang yang tak perlu dikasihani: andaikata mereka kami belaskasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka; Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhn mereka, dan juga tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 75-76)

## (اَلَنِكَاحُ) An-Nikaa<u>h</u>

Dikatakan: رَكَحَتِ الْرَاةُ – تَكَامَلُ فَيَهِ نَاكِحٌ وَ تَاكِحَةُ berarti menikahkannya (zawwajaha). <sup>41</sup> Asal annikaah adalah untuk arti ikatan (aqad) kemudian dipinjam untuk arti bersetubuh (jima'). <sup>51</sup> Menurut lughat, an-nikaah adalah berkumpul (jima'), dan menurut istilah syara' berarti aqad yang dimaksudkan untuk mendapatkan hak menggauli secara sengaja.<sup>1)</sup>

#### (نَكدُا) Nakidan

Firman-Nya, وَالْنِي خَيْثُ لاَ يَخْرُحُ إِلاَ نَكِدًا كَذَاكِ لَلْ الْكِنَاءِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikiantah Kami mengulangi tandatanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 58)

Keterangan

(sedikit).<sup>2]</sup> Nakidan artinya qaliilan Ar-Raghib menjelaskan bahwa an-nakadu adalah sesuatu yang muncul kepada orang yang mencarinya dengan susah payah. Orang mengatakan, وَجُلُّ نَكِدٌ (huruf kaf bisa dikasrah atau difathahkan), artinya "laki-laki yang kikir" dan نَافَةُ تَكُذِياءٌ, artinya 'unta betina yang tidak deras susunya, dan sulit diperah,31 An-nakidu berarti asy-syahiih (yang pelit). Atau juga berarti yang sedikit manfaatnya. Sedang an-nukdu ialah sedikitnya pemberian (gillatul Ithaa'). dikatakan: مَاءُ نُكُد, yakni, *al-qaliil* (sedikit).<sup>4</sup>l

## (نَكَرَ) Nakara

Firman-Nya, نَا نَكُمْ مِنْ مَلْجَا يُوْمَنِتْ وَمَا نَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. Kamu tidak memperoleh tempat perlindungan pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu) (Q.S. Asy-Syuura [42]: 47)

#### Keterangan

Dikatakan: أَنْكُرُ الشَّيْنُ, berarti kebodohannya (jahalahu). Dan أَنْكُرُ حَقَّهُ , berarti menentangnya (jahadahu). Dan أَنْكُرُ حَقَّهُ فَلَانُ بِغِينَهِ , berarti mencacat dan melarangnya. Dan تَكْرُ الشَّيْنَ, berarti mengubahnya dengan tidak disadarinya (ghayyarahu bi-haitsu la yu'raf). Seperti 'adzaaban nukran, yakni azab yang tidak pernah terbayangkan sakitnya. Seperti tertera di dalam firman-Nya, الْمُعْنَابُهُ عَنْدَابًا نُكُرُّ , lalu diazab dengan azab yang tidad taranya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 87)

<sup>5.</sup> Ibid, juz 2 bab nun hlm. 951.



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 525; Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm.

<sup>2.</sup> Lo-naokibuun: la-faodiluun (benar-benar menyimpang). Lihat, Shahih Al-Bukhori, iilid 3 hlm. 166.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 36.

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 951

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradot Alfoozhil Qur'an, him. 526.

<sup>1.</sup> Kitab At-Ta'riifaat, bab nun him. 246; Subulus-Salaam, juz 3 him.

Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 133.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 526; TofsirAl-Moraghi, jihd 3 juz 8 hlm.

 <sup>4.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab nun hlm. 951

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

•

Al-Inkaar (mengingkari) adalah lawan dari al-'irfaan (mengenal). Dikatakan, انْكُرْتُ كُنْا وَنْكُرْتُ عِلَىٰا وَنَكُرْتُ كِنْا وَنْكُرْتُ كِنَا وَنْكُرْتُ عِلَىٰا وَمَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

Begitu pula Firman-Nya, فَكَيْفَ كَانْ نَكِيرِ Maka alangkah hebatnya akibat kemurkaan-Ku. (Q.S. Saba' [34]: 45)

Dan firman-Nya, أَنْكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْعَبِيرِ Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. (Q.S. Luqman [31]: 19)

Adapun firman-Nya, قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَيْهَابِي (Q.S. An-Naml [27]: 41) Maka, Nakiruu lahaa arsyahaa maksudnya ialah ubahlah rupa dan bentuknya sehingga dia tidak mudah mengenalnya.<sup>3)</sup>

Al-Munkar berarti sesuatu yang tak diinginkan. Seperti firman-Nya, يَوْمَ يَدْعُ النَّاعِ إِلَى (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan). (Q.S. Al-Qamar [54]: 6)

Firman-Nya, يَأْمُوهُمْ بِالنَّعُرُوفِ وَيَهَاهُمْ عَنِ النَّكَمِ, Q.S. Al-A'raaf [7]: 157) Maka, al-munkar juga berarti apa yang dipungkiri dan ditolak oleh hati (perasaan sehat), karena sifat-sifatnya merupakan kebalikan dari sifat-sifat al-ma'ruf. الم

Sedang firman-Nya, قَالُ إِنْكُمْ فَوْمٌ مُنْكُونَ (Q.S. Al-Hijr [15]: 62) Maka, Munkaruun maksudnya ialah saya tidak mengenal kalian, dan saya tidak mengetahui dari kaum mana kalian berasal dan untuk tujuan apa kalian datang menghadap saya. 5

Al-Munkar juga berarti apa yang diingkari oleh akal, berupa dorongan-dorongan kekuatan emosional, seperti memukul dengan keras, membunuh dan menganiaya manusia. <sup>1</sup>

## (نَكُسَ) Nakasa

Firman-Nya, نَوْمَنْ نُمْتِرَهُ لُنْكِبَمْهُ فِي الْخُلْقِ أَفْلاَ يَعْقِلُونَ Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan? (Q.5. Yasin [36]: 68)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib an-naksu membalikkan sesuatu atas kepalanya (menoleh), dan di antaranya dikatakan, نُكِسَ الْوَلَّذَ, apabila kaki anak tersebut keluar sebelum kepalanya. Nunakkisuhu fil-Khalqi (ثَنْكِسُهُ فِي الْغَلْقِ): Kami kembalikan dia kepada kejadian yang semula, sehingga kelemahannya semakin bertambah, sedang tubuhnya semakin banyak yang berkurang, berlawanan dengan keadaannya ketika kejadiannya bermula, sehingga dia dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Dan dikatakan: نَّسُنَ الْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الله المُعْلَى الله المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية ال

ئُمُ تُكِسُوا عَلَى زُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِنتَ مَا مَوْلاَءِ Firman-Nya, (65 :[21] (Q.S. Al-Anbiyaa) (يَنْطِقُونَ

Maka dikatakan: نَكَسَنَهُ, berarti aku membalikkannya lalu menjadikan bagian atasnya berada di bawah. Maksudnya, setelah mengakui mereka adalah orang-orang yang zalim selanjutnya mereka berbalik dari keadaan itu menjadi sombong dan membantah dengan batil.<sup>53</sup>

## (تَنْكِصُونَ) Tunkishuun (نَكُصَ

Firman-Nya, قَدْ كَانَتْ ءَايَاتِي تُنْفَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al-Qur'an) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, Maka kamu selalu berpaling ke belakang. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 67)

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'an, hlm. 526

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 6 juz 17 hlm. 121.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 film. 142.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 3 juz 9 hlm. 77.

<sup>5.</sup> tbid, jilid 5 juz 14 hlm. 29.

Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 129; atau berarti al-munkor adalah setiap yang dihukumi oleh akal yang sehat akan keburukannya, atau keburukannya diketahui mefalui dalil syara', atau mengharamkannya, atau membencinya. Lihat, Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 952.

<sup>2.</sup> Mu'jom Mufradat Alfoazhil Qur'an, him 527.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 24.

<sup>4</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun him. 952.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Moraghi, plid 6 juz 17 hlm. 48.

## -46

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

An-Nukuush adalah menarik diri dari sesuatu. <sup>1</sup> Sedang Tankishuun maksudnya ialah kalian berpaling dari mendengarkannya. Asal makna an-nukush ialah mundur ke belakang. Maksudnya seseorang ke belakang berarti kembali ke jalannya semula. Seperti dikatakan: زَجْعَ عَوْدُهُ عَلَى, yakni tangkainya kembali semula. <sup>2</sup>

## (يَسْتَنْكفُ) Yastankifu (نَكَفُ

Firman-Nya, ثُنُ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ: Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah (Q.S. An-Nisaa' [4]: 172)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa al-istinkaaf adalah enggan melakukan sesuatu dan sombong. المُعْتَّفَ مِنْ كَنَّ وَاسْتَنْكَفَّ مِنْ بَعْنَ وَاسْتَنْكَفَ مِنْ المُعْتِي yakni, aku memandang hal itu sebagai sesuatu yang rendah (meremehkan). المَنْتُكَفَّ مِنْ الشَّيْنِ وَعَنْهُ yakni menahannya (anifahu wa imtana'a). Dan dikatakan: المَنْتُكُفُ مِنْ الشَّيْنِ وَعَنْهُ yakni menghalanginya untuk bersikap takabbur. أ

Firman-Nya, وَأَمَّا النَّذِينَ اسْتَنْكُفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيْعَنَّبُهُمْ Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, Maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. (Q.S. An-Nisaa' [4]: 173)

## Nakaalan (نَكَالًا) - Tankiilan (تَنْكيلًا)

Firman-Nya, انگالامن الله: Sebagai siksaan dari Allah. Yakni, bagi Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri dengan memotong tangan keduanya sebagai balasan apa yang mereka kerjakan (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 38)

#### Keterangan

An-Nakaal, dari kata an-niklu, artinya tali pengikat binatang. Dikatakan: نَكُنْ عَنِ الشَّنِي, artinya mencegah diri dari sesuatu karena adanya penghalang yang mencegah dari padanya. Jadi, an-nakaal artinya sesuatu yang mengikat manusia dan mencegah orang-orang dari mencuri. ا

1. Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 527.

3. Ibid, jilid 4 juz 6 hlm. 28.

Firman-Nya, وَاللّٰهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ نَلْكِيلًا: Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksa-(Nya) (Q.S. An-Nisaa' [4]: 84)

## (نَمَارِقُ) Namaariq

Firman-Ńya, وَنَمَاقِقَ مَصَغُوفَةٌ ; dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. (Q.S. Al-Ghasyiyah [88]:

Keterangan

Kata نَمَارِقَ adalah kata jamak, dan bentuk tunggalnya adalah nimraqatun atau numraqatun (بُنْرَفَةُ), yakni dengan didammahkan nun-nya dan dikasrahkan, artinya al-wisaadah. Dalam syair, dikatakan:

كُهُوْلِا وَشُلَانٌ حَسَانٌ وُجُوِهِهِمْ

عَلَى سُرُرٍ مَصَوُفَةٍ وَنَمَارِقِ "Órang-orang tua dan yang muda beliamereka berwajah tampan semua-duduk dan tidur-tiduran di atas ranjang (bersandarkan) bantal-bantal yang tersusun"."!

#### (نَمْلُّ) Namlun

Firman-Nya, الثَمَالُ اذْخَلُوا مَسَاكِنَكُمْ...berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. (Q.S. An-Naml [27]: 18)

Keterangan

An-Namlah ialah luka yang keluar dari arah samping yang diserupakan dengan an-naml (semut) dalam tabiatnya yang merobek dengan kukunya, yang di antaranya dikatakan: فَرْسٌ نَبْلُ yang berarti khafiifuha (meringankannya). Sedang kata an-naml sendiri dipinjam untuk namimah sebagai gambaran karena merayap jalannya, maka dikatakan, هُوَنُونَهُ وَنُمُالٌ (dia adalah pengadu-domba).

### Namiimun (نَمِيْمٌ)

Namiim dan an-namiimah adalah di antara kalam Arab, yang artinya fitnah.<sup>3]</sup> Sedang, masysyaa-an bi-namiim ialah menyebarkan berita (fitnah) di kalangan orang-orang untuk menimbulkan kerusakan.<sup>4]</sup> Sedangkan firman-

2. Ar-Raghib, Op.Cit., him. 528.

<sup>4.</sup> Haatsivatush-shoowiy 'alaa Tafsir Jalalain, juz 6 hlm. 223.



<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 36.

<sup>4</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 527.

<sup>5.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun hlm. 953.

<sup>6.</sup> *Tafsir Al-Moraghi*, jilid 4 juz 6 hlm. 114.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 133.

<sup>3.</sup> Al-Farra', Ma'oanil Qur'on, juz 3 hlm. 173.

## \* E

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Nya, تَشَاءِ بِنَبيم: Yang kian kemari menghambur fitnah. (Q.S. Al-Qalam [68]: 11)

## (نَهَجَ) Nahaja

Firman-Nya, بِكُنِ جَمَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَا جَا tiap-tiap ummat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 48)

#### Keterangan

Minhaaj artinya jalan atau sunnah.<sup>1)</sup> Annahju adalah jalan yang terang (ath-thariiqul-waadhih). Dikatakan نَيْحَ الْكُرُواَتُنَحُ itu telah jelas, terang, dan minhaajuth-thariiq wa minhaajuhu(berarti, jalan yang ditempuhnya terang).<sup>2)</sup>

## (اَلنَّهَازُ) An-Nahaar

An-Nahaar ialah waktu yang di dalamnya matahari menyebarkan sinarnya (siang hari). Sedang menurut syara' ia adalah waktu antara terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut asalnya adalah waktu antara terbit matahari sampai terbenamnya. Berikut ini urutan waktu sebagaimana di siang hari yang dijelaskan oleh Ats-Tsa'alabi, antara lain: الشَوْنَ المالهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## (نَهُرَ) Nahara

Firman-Nya, كُونَا نَهُنَ لَهُمَا أُفِرَ وَلاَ نَهُرَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا فُولًا يَهُمَا فَولًا يَهُمَا فَولًا يَكُمِنا فُولًا يَكُمِنا فُولًا يَعُمَا إِلَيْهَا فُولًا يَكُمِنا فُولًا عَلَيْهِ Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan «ah» dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. Al-Israa' [17]: 23)

#### Keterangan

An-Nahr ialah mencegah dengan kasar(azzajru bi-mughaalazhatin). Dikatakan, نَهِرَهُ وَانْهُرُوْ (aku menghardik dan membentaknya). <sup>1</sup> Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa *an-nahr wa an-nahmu* artinya *az-zajru* (merintangi, mengusir). <sup>2</sup>1

## (مُنْتَيُونَ) - Muntahuun (مُنْتَيُونَ)

Firman-Nya, فين أنفر مُفتون: Kenapa kalian tidak juga mau berhenti. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 91)

#### Keterangan

An-Nahyu adalah mencegah dari sesuatu. <sup>3)</sup> Dikatakan: بَنَىٰ بِنَ الشَّيْنِ - نَبِينِ , yakni cukup dengan mengambil apa yang ada darinya. Dan dikatakan: بُنِينَ فَلاَنْ مِنَ اللَّهُمِ , yakni merasa cukup dan mengenyangkan. Dan dikatakan pula untuk menuntut kebutuhan hingga mencukupinya, yakni meninggalkannya, yang berarti dapat mengalahkannya (merasa puas). <sup>4)</sup>

Firman-Nya, كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ (Q.S. Thaaha [20]: 54) Maka, An-nuhaa adalah kata bentuk jamak dari nuhyah, yaitu akal. Dinamakan demikian, karena ia mencegah pemiliknya dari melakukan kejahatan. <sup>51</sup>

## (الْمُنْتَهِي) Al-Muntahay

Firman-Nya, عِنْدَ سِدْرَةِ النَّنْهِي: Yaitu di Sidratul Muntaha. (Q.S. An-Najm [53]: 14)

Adapun firman-Nya, نَوْانُ إِلَى رَبِكَ النَّنْهِي. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu). (Q.S. An-Najm [53]: 42) maksudnya, Tuhanmu (*rabbuka*) sebagai tempat akhir kembalinya makhluk, dan di situlah dibalas

<sup>7.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab nun hlm. 960.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 6 hlm. 128.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, him. 528.

<sup>3.</sup> Ibid. blm. 528.

Ats-Tsa'labi, Fighul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah, Qismul-Awwal, hlm, 315-316.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 528; Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 15 hlm.

<sup>2</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 265.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'an, hlm. 528

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wasiith, juz 2 bab nun him. 960.

<sup>5.</sup> Tofsır Al-Maraghi, jillid 6 juz 16 hlm. 117.

<sup>6.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1431 hlm.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



semua amal sesuai dengan kadar baik buruknya. <sup>1</sup>9 Baca *Wifaaqa*.

#### (نَابَ) Naaba

Firman-Nya, وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أَنْوِلا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ أَتَابَ Orangorang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada Nya". (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 27)

#### Keterangan

Adapun firman-Nya, مُنِيهِنَ إِنْنِهِ وَاتَّفُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةُ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ النَّشْرِكِينَ Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertawakkallah kepada-Nya serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. (Q.S. Ar-Rum [30]: 31)

Maka, ئىپپئ بائيە maksudnya ialah kembali kepada-Nya dengan bertaubat dan memurnikan amal perbuatannya hanya untuk-Nya. Ia diambil dari perkataan mereka; ئىن-ئۇنۇ-ئۇيا, yakni "apabila seseorang kembali dari satu waktu ke waktu lainnya".

Dan pada ayat ke 33 surat Ar-Ruum, dinyatakan: Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat dari pada-Nya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 33)

## (اَلنَّانُ An-Naar

Menurut Ar-Raghib, an-naar, artinya "api". Sedangkan sifatnya ialah memunculkan panas, dan membakar. Kata an-naar dikatakan untuk api

1. Tafsir Al-Baghawi, juz 4 hlm. 232.

3. lbid, jilid 7 juz 21 hlm. 45

yang muncul dari gesekan. الْقَرَائِتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ : Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokangosokan kayu). (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 71)

Adapun firman-Nya, الْبُنِينَ هَانُوا إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا (Q.S. Ali 'Imraan (Q.S. Ali 'Imraan (3]: 183) Maka, an-naar, yang dimaksud di sini ialah api yang diturunkan dari langit.<sup>2</sup>]

Api neraka (an-naar) sifat-sifatnya sebagai ajang penyiksaan dinyatakan di beberapa ayat:

- 1) Orang masuk neraka dengan berbagai macam siksa. Di antaranya dibuatkan pakaian dari api, disiramkannya air yang mendidih di atas kepalanya sehingga hancur luluh segala apa yang ada dalam perutnya; kemudian dibuatkan cambuk-cambuk dari besi, setiap kali hendak keluar lantaran kesengsaraanya, dkembalikan lagi lalu dikatakan: "Rasakanlah azab yang membakar ini". (Q.S. Al-Hajj [22]: 19-22); kemudian dalam surat ad-Dukhan dijelaskan: Sesungguhnya puhon zaggum itu makanan orang-orang yang berdosa; ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut; seperti mendidihnya air yang sangat panas; peganglah dia dan kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka; kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang snagat panas; rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 43-49)
- Tentang percikan api neraka dinyatakan: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan onta yang kuning. (Q.S. Al-Mursalat [77]: 32-33)
- Permintaan penduduk neraka, "renggangkanah siksa sehari saja", seperti dinyatakan: Dan orang-orang yang ada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam:

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 4 htm. 144; Ats-Tsa'alabi menyebutkan tentang nama-nama an-naor (api), antara lain: المنظن العملية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة tentang kata al-mahay, penuyusun kitab ini, Ats-Tsa'alabi bertanya kepada ibnul 'Arabi, apa yang dimaksud dengan الوسي Ratanya: ia adalah al-mulk (raja), lalu aku bertanya: Mengapa al-mulk dinamakan المنطقة المنطقة المنطقة abi-mulk dipamah المنطقة adalah api (an-naor), maka seakan-akan raja adalah api, yang dapat membahayakan dan mendatangkan manfaat. Lihat, Fiiqhul-Lughah wa Sirrul-Marabiyyah, Qismul-Awaul, hlm. 308.



Tafsir Al-Maraghi, jilid S juz 13 hlm. 97.

<sup>1.</sup> Mu'jom Mufrdat Alfaazhil Qur'an, hlm. 530; Aal-Kosysyaaf, juz 4 hlm. 244.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



"Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami sehari saja", penjaga jahannam berkata: "dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" mereka menjawab: "Benar, sudah datang", penjaga-penjaga jahannam berkata: "Berdoalah kamu". Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia. 1 (Q.S. Mukmin [40]: 47-52)

Firman-Nya, الَّذِي يَصَلَى النَّارَالْكُبْرَى (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). (Q.S. Al-A'laa [87]: 12) Maka *An-naarul-kubraa* dalam ayat tersebut berarti keraknya neraka jahim.

Sedangkan firman-Nya, إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيْاتِنَا سَوْفَ (Q.S. An-Nisaa' [4]: 55) Maka, Naarun mus'arah: neraka yang dinyalakan. Maka dikatakan, auqadtun naara was'artuhaa. Yang artinya saya menyalakan api. 21

Kata an-naar yang berarti "neraka" mencakup pengertian tentang sa'iir, (neraka sa'ir, neraka yang membakar), dan begitu juga dengan kata jahannam, yang berarti neraka jahannam. Sedangkan para penghuninya adalah mereka yang ringan timbangan kebaikannya. Ashhabusy-syimaal (golongan kiri), orang-orang durhaka: orang-orang kafir, musyrik, munafiq, fasiq, zhalim, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang enggan ('ashay) dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

An-Naar, "api". Pengertiannya dapat berarti api di dunia maupun api di akhirat. Namun perbedaan yang mencolok adalah api di dunia adalah berasal dari gesekan benda-benda padat, berupa kayu atau batu. Sedang an-naar dalam pengertian neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sebagaimana dinyatakan: wattaqunnaarallati waquuduhannaasu wal hijaarah (takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnmya adalah manusia dan batu). Selanjutnya, neraka disifati dengan naaral kubra, sa'iir, sebagaimana tersebut di atas.

## (اَلنُّوْرُ) An-Nuur

أَفْمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ ، Firman-Nya وَأَنْهُ وَلَهُ مَنْ رَبُهِ (Q.S. Az-Zumar [39]: 22) مِنْ رَبُهِ

#### Keterangan

An-Nuur (النُوَز) dalam ayat tersebut ialah matahari dan petunjuk.<sup>1)</sup> Menurut Ar-Raghib, annuur ialah sinar yang menyebar yang membantu penglihatan.<sup>2)</sup>

يُرِينُونَ أَنْ يُطَهِّنُوا نُوزِ اللَّهِ , Adapun firman-Nya (Q.S. At-Taubah [9]: 32) بِأَفْوَاهِهُمْ وَبَأْنِي اللَّهُ إِلاَ أَنْ يُبَمَّ نُوزَهُ "Maka, nuurullaah maksudnya ialah agama Islam."

An-Nuur secara bahasa berarti adh-dhiyaa' (cahaya). Yakni yang membedakan segala sesuatu dan pandangan mata dapat mengetahui hakikat yang dilihatnya. Dan secara mutlak, kata annuur ditujukan kepada Allah Swt. dengan jalan pujian.<sup>4]</sup>

Sedang نفيرا: Yang bercahaya. Yakni kata yang menyifati matahari dan bulan. Sebagaimana firman-Nya, وجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِيرًا menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. (Q.S. Al-Furqan [25]: 61)

## (التناوش) - At-Tanaawasyu (التناوش)

Firman-Nya, وَأَنَّى لَهُمُ الثَّنَاوُمُنُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ Bagaimanakah mereka dapat mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu. (Q.S. Saba' [34]: 52)

#### Keterangan

At-Tanaawasy adalah mengambil sesuatu yang dekat dengan mudah. Bila seseorang mengambil orang lain untuk dia comot kepala dan janggutnya, Maka orang tersebut dikatakan nasyaahu-yanuusyuhu-nausyan. Orang-orang bersyair kepada Ghailan bin Huraits ketika menyifati seekor unta mengatakan:

فَهِيَ تَنْوُشُ الْخَوْضَ مِنْ عَلَى نَوْشًا بِهِ تَقْطَضعُ أَجْوَازُ الْقَلاَ

"Unta itu menyedot air telaga dengan mudahnya dari tempat yang tinggi, sekali sedot untuk persediaan menempuh jarakjarak di padang belantara".<sup>5</sup>1

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 22 hlm. 100; At-tonaowusy ialah mengembalikan dari akhirat kepada dunia. Di antaranya ialah apa-apa yang mereka niginkan seperti harta benda, anak-anak dan taman. Lihat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 183-184.



Dari pengakuan penghuni neraka tentang datangnya para utusan Tuhan, maka gugurlah anggapan adanya umat yang tidak didatang para rasul Tuhan dan tidak ada beban toklif (syariat agama) kepada mereka.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm. 62.

<sup>1.</sup> tbid, jifid 8 juz 23 hlm. 159.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an , him. 530.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm. 97.

<sup>4.</sup> Fathul Qadiir, plid 4 hlm 32.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (نَوْعٌ) Naw'un

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa nau'un, dengan difathahkan lalu disukunkan jamaknya أنواع, yakni 'separuh dari tiap-tiap sesuatu'. Da juga berarti 'keseluruhan dari apa yang dikatakan untuk seorang ataupun untuk kebanyakan yang sesuai dengan jumlah isinya bukan hakekatnya'. أ

### (نَوْمٌ) Nawmun

Firman-Nya, لَا تُلْفُدُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ: (Allah) tidak mengantuk dan tidak tidur. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 255)

### Keterangan

An-naum, dengan difathahkan lalu disukunkan adalah masdar dari بَنْ , yakni hilang kesadaran dan tidak berfungsinya organ tubuh untuk bekerja. Sedangkan النُوْمُ untuk binatang adalah suatu kondisi yang dialami oleh hewan yang dengannya tetap terjaga dan awas terhadap halhal yang tersembunyi dengan mempergunakan segenap kemampuan indera perasanya (حال المعلوان بها تقف العواس الظاهر عن الإحساس والشعور An-naum merupakan kebiasaan yang menimpa makhluk hidup. Yakni, inderanya berhenti, tidak bekerja apabila terserang kantuk.

Al-Manaamu (اَلْقَامُ ) berarti mimpi. Sebagaimana firman-Nya, اَلِيِّ أَنِي فِي الْلَامِ أَنِي أَفْنِفُك Sesungguhnya aku telah melihat dalam *mimpi* bahwa aku menyembelihmu. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 102)

### (اَلَنَوَى) An-Naway

Firman-Nya, إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْى Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. (Q.S. Al-An'aam [6]: 95)

Keterangan

An-Naway ialah أندُاز (biji). Dan dikatakan: مُوَى – يَوَى وَبِيَّة Yakni, berpindah dari satu tempat ke نَوَى – يَوَى وَبِيَّةُ tempat lain. Sedangkan يَوَى النَّمَارُ, berarti memakan dan melemparkan bijinya. الم

## (نَيْلاً) Naylan (نَالَ) - Naylan

Firman-Nya, ثَنْ تَنَالُوا الْبِرْ مَتَى تُنْفِقُوا مِمَا تُجِبُّونَ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. (Q.S. Ali-Imraan [3]: 92)

### Keterangan

An-Nail adalah apa yang diperoleh manusia dengan kedua tangannya, dikatakan, المُنْهُ أَنَاتُهُ نَاتُهُ (saya telah mendapatkan pemberiannya). Sedang نَلْتُ asalnya تَوْلَتُ atas wazan نَفِلُتُ kemudian dinukilnya menjadi فَبِلْتُ. Dan dikatakan, مَنْكُنْ نَوْلُكُ (seyogyanya engkau berbuat demikian), yakni apa yang ada padanya merupakan suatu pemberian karena kebaikan anda.<sup>21</sup>

Adapun firman-Nya, وَلاَ يَتَالُونَ مِنْ عَنُوْ نَبَلُا dan tidak menimbulkan bencana kepada musuh. (Q.S. At-Taubah [9]: 120) Maka, *An-Nayl* pada ayat tersebut maksudnya ialah tertawan, terbunuh dan kalah.<sup>3</sup>

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 11 hlm, 44.



<sup>1.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqaha', hlm. 460.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 461.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 1 joz 3 hlm. 11; Ats-Tsa'alabi menjelaskan secara urut tentang on-naum, antara lain: Pertama kali yang menandakan bahwa seseorang itu tidur adalah mengantuk (إنشان) yakni seseorang yang terdorong untuk tidur, lalu تاريخ بالإنهان yakni seseorang yang berada di antara tidur dan bangun, lalu بالمنين yakni seseorang yang berada di antara tidur dan bangun, lalu بالنين yakni tidur sedangkan anda sendiri masih mendengar percakan orang lain (dari Al-Ushmuri), lalu بالإنهان yakni tidur keci, tidur ringan, lalu غيض yakni tidur keci, tidur ringan, lalu yakni tidur dengan tempo yang sedikit, lalu بالإنهان والمؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة والهؤتزة وال

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 11.

Tartiib Oamus Al-Muhiith, juz 4 bab nun him. 466 moddah u; Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab nun him. 965.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 532.

# -4

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (هَاؤُمُ) Haa-uum

Firman Allah Swt., فَاقَدُ بِنَجِيبِهِ فَيَقُولُ Adapun orang-orang yang diberikan : مَاؤُمُ افْرَبُوا كِتَابِية kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)". (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 19)

Keterangan

Ha' adalah suatu kalimat yang bermakna mengambil (al-ukhdzu), berbeda dengan مَاوَمٌ وَ yakni berikanlah! (a'thi), dan dikatakan: مَاوُمٌ وَ المَاوُمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

### (هَنطُ) Habatha

Firman-Nya, قَالُ فَاعَالِكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبُّرُ فِيهَا . Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka ke luarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 12)

Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa alhubuuth lawan dari ash-su'uud (naik). Dikatakan apabila jatuh meluncur dari وَمَنِطَ يَبْبِطُ وَيَبْطُ مُبُوطاً ketinggian.<sup>21</sup> Al-hubuuth artinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, ialah turun dalam pengertian ada unsur paksaan. Jadi, yang dimaksud dengan Jannah, kemungkinannya terletak di puncak yang tinggi, sehingga katakata mengusir di sini digunakan istilah turun. Atau bisa dikarenakan tempat berpindahnya Adam dan Iblis berlainan dengan tempat tinggal yang pertama. Bisa juga diartikan dengan turun dari suatu negara ke negara lain (pergi), seperti dikatakan kepada bani Isra'il, ihbithuu mishran,3] الْهُيطُوا مَمَيْزًا قَانُ لَكُمْ مَا Sebagaimana firman-Nya, الْهُيطُوا مَمَيْزًا قَانُ لَكُمْ مَا ...Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu أَسَأَلُتُمْ memperoleh apa yang kamu minta. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 61).

Adapun firman-Nya, قَبِنُ الْمَبِطُ بِسَلَامٍ مِنْا Allah berfirman: "Hai كَنْبُكُ وَعَلَى أَمْمٍ مِمْنَ مَحْكَ Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Kami atas kamu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu...." (Q.S. Huud [11]: 48)

Maka, *Ihbithuu* dalam ayat tersebut adalah kata kerja yang menunjukkan makna perintah) yang artinya "turunkah kalian". Yakni, turun dari atas kapal ke daratan.

Sedang makna yang lain, ihbith berarti "jatuh meluncur", Misalnya, وَإِنَّ مِنْهَا لَنَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَة …dan di antaranya (batu) sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 7)

### (هَنَاءٌ) Habaa-an

Firman-Nya, غَبَاءُ مَثَلُورًا: Debu yang beterbangan. (Q.S. Al-Furqan [25]: 23)

Keterangan

Habaa-an Munbatstsan adalah gambaran hancurnya alam semesta, berupa digoncangkan-Nya bumi dan dihancurkan-Nya gunung-gunung bila kiamat tiba. Sebagaimana firman-Nya:

> إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۚ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا

"Apabila bumi digoncangkan sedasyatdasyatnya, dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang beterbangan." (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 4-6)

Al-Habaa-u, menurut Ar-Raghib berarti ialah yang lembut dan apa yang beterbangan di udara dan hanya akan tampak jika terkena sinar matahari, seperti abu dan sebagainya. (1

## (هَجَز) Hajara

Firman-Nya, ئىشتڭېرىن بە سامرا ئېڅۇرۇن dengan menyombongkan diri terhadap Al-Qur'an itu

<sup>2.</sup> ibnu Mənzhur, *Lisaanul 'Arab*, jilid 7 hlm. 421 məddəh 15-4 s. 3. *Tofsir Al-Maraghi*, jilid I yuz 1 hlm. 89; *Mu'jam Mufradat Alfaazhil* Our'an, hlm. 533.



<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 534; lihat, Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 4.

Ar-Raghib Al-Asfahani, Mu'jom Mujradat alfaazhil Qur'an, hlm.

## +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Our'an



dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 67)

Keterangan

Al-Hujru ialah perkataan yang tidak terarah.<sup>1</sup>

## (مِجْرَةُ) Hijrah

Firman-Nya, وَمَن يَهَا جِرْقِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا , Firman-Nya كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمْ يُدْرِكُهُ الْمُوْتُ :[4]: Q.S. An-Nisa) فَقَدْ وَقَعَ أَجْرَهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّهَ غُفُورًا رُجِيمًا (100)

Keterangan

Kata أنهجزة adalah الهجزة, menurut lughat adalah al-khuruj min ardhin ila ardhin (keluar dari perkampungan menuju perkampungan lain). Sedangkan menurut syara', al-hijrah ialah berpindah dari daerah kufur ke daeran iman (daaraul iimaan). Sebagaimana hijrah yang dilakukan oleh Ibrahim a.s.: dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 26).

Al-Azhari mengatakan: Asal الْبَخِرَةُ الْبَنُوى مِنْ بَادِيَةٍ إِلَّ النَّدْنِ, yakni, orang Arab ialah, خُرُوْجُ الْبَنُوى مِنْ بَادِيَةٍ إِلَّ النَّدْنِ, yakni, orang-orang pedalaman (Badui) yang pergi keluar ke kota-kota. Maka النَّبَاجِرُوْنَ tidak lain 'mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari keridahan Allah dan mereka mendapatinya perkampungan tanpa perbekalan baik keluarga maupun harta benda.<sup>31</sup>

## Haja'a (هَجَمَ)

Firman-Nya, كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 17)

Keterangan

Al-Hujuu' adalah tidur di waktu malam. Sedang tidur yang ringan disebut al-hijaa'. Baca Tahajjud.

## (هَدُّا) Haddan

Firman-Nya, تَكَافُ الشَّمُواتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنَهُ وَتَشَفَّقُ الْأَرْضُ Hampi-hampir langit pecah karena دَتَجُو الْجِبَالُ مَثَا ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. (Q.S. Maryam [19]: 91)

Keterangan

Al-Haddu maksudnya dalam ayat tersebut ialah runtuhnya suatu kejadian, dan jatuhnya sesuatu yang berat. Sedang al-haddah sendiri ialah suara yang muncul saat kejadiannya. 11

## (مَدَمَ) Hadama

Firman-Nya, وَنُولَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَمْمَ بِبَعْضِ dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, (Q.S. Al-Hajj [22]: 40)

Keterangan

Al-hadmu ialah runtuhnya bangunan (isqaathul binaa'). Dikatakan, هَنَهُ هَنَهَا (saya benar-benar telah meruntuhkannya). 21

## (هُدًى) Hudan

Firman-Nya, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا Pan di antara manusia ada orangorang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya, (Q.S. Al-Hajj [22]: 8)

Keterangan

Al-Huday yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah pembuktian dan penelitian yang benar, yang mengantarkan kepada tercapainya pengetahuan.<sup>3]</sup>

Berikut maksud kata al-huday dan hudan yang tertera di beberapa tempat:

1) Firman-Nya, يَا أَيُّهَا الْفَامِنُ فَدَ جَاءَتُكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبْكُمْ وَشِفَاءٌ (Q.S. Yunus [10]: 57) Maka hudan adalah keterangan tentang kebenaran yang menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Dalam soal kepercayaan, keterangan ini disampaikan dengan memberikan hujjah dan bukti-bukti, sedang dalam soal amaliah dengan memberikan keterangan tentang maslahat dan hikmahnya.4

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 122



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 36.

<sup>2.</sup> Lihat, *Muhtaarus-Shihhaah*, hlm. 690 *Maddah* <sub>33 A</sub>; Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 534.

<sup>3.</sup> Zaadul-Masiir fii 'llmit-Tafsiir, 8 hlm. 241; Tafsir Al-Qurtubi, 18 hlm. 65; lihat, Tafsir Al-Altkaam, jilid 2 hlm. 550; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 534.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 173; Mu'jom Mufrodot Alfaazhil Qur'an, hlm. 535.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 535.

<sup>2.</sup> tbid, hlm, 535.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 91.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- Firman-Nya, لَمْ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (Q.S. Thaaha [20]: 122) Maka haday, berarti memberi petunjuk untuk tetap bertaubat. المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحاف
- وَإِنِّي لَقَفَارٌ لِمُنْ تَابِ وَمَامَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّ (Q.S. Thaaha [20]: 82) Maka, Ihtada ialah terus menerus mengikuti petunjuk dan beristiqamah.<sup>2</sup>
- 4) Firman-Nya, الْمُلْبَاتُ عَلَى هُدُى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكُ هُمْ, (Q.S. Al-Bagarah [2]: 5) Maka, 'alaa hudan adalah ungkapan yang mengandung pengertian 'tetapnya petunjuk yang melekat di hati mereka'. Sama halnya dengan seorang penunggang kuda yang bertengger di atas punggung kuda. Di dalam bahasa Arab dikatakan: رَكِبَ مَوْاهُ, "yang menurut hawa nafsunya". Dikatakan pula: جَعَلُ الْعَوْايَةُ yakni 'menjadikan kesesatan sebagai kendaraannya". 3]
- إِنْ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهَدَى ,Firman-Nya ( اَمِنْ بَعْدِ مَا يَئِثَنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 159) Maka, al-hudaa: Bimbingan dan tuntunan yang terdapat di dalam Taurat.4
- 6) Firman-Nya, وَالَّذِي قَتَرُفَهَدَى (Q.S. Al-A'laaa [87]: 3) maka, *fa-hadaa* ialah memberi petunjuk dan pengertian tentang bagaimana memanfaatkan apa yang telah diciptakan untuknya.<sup>5</sup>
- 7) Firman-Nya, إِنُمَا أَنْتَ مُنْتِرُ وَلِكُنِ قَوْمٍ هَاهِ (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 7) Maka *al-haadii* maksudnya ialah pemimpin yang membimbing manusia ke jalan yang benar seperti para nabi, orang-orang bijaksana dan para mujahid.<sup>6</sup>
- 8) Firman-Nya, فَنْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ مُو (Q.S. Al-Israa' [17]: 84) Maka, ahdaa sabiilaa ialah lebih benar dan lurus jalannya.<sup>7</sup>
- 9) Firman-Nya, اَوْلَمْ عَبْد لِلْدَيِنَ يَرِنُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَغِدِ أَهْلِينَا أَنْ لُوْ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 100) maka, Hadaahus-sabiil: hadaahu ilas-sabiil, hadaahu lis-sabiil, menunjuki dia kepada jalan dan menerangkannya kepadanya". <sup>8</sup>I

11) Firman-Nya, اَفَلَوْن (Q.5. Thaaha [20]: 128) maka, مناكبهم من الفُرُون (Q.5. Thaaha [20]: 128) maka, a-falam yahdi lahum, maksudnya, apakah tidak memberikan pelajaran dengan jelas kepada mereka.<sup>3</sup>

Al-Huday adalah adalah dalil petunjuk (addilaalah) secara halus untuk menggapai sesuatu yang dicarinya. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-huday (petunjuk), ada dua macam: pertama, petunjuk ke arah kebaikan dan kebahagiaan. Petunjuk ini datang dari Allah; kedua, petunjuk melalui tuntunan dan bimbingan ke arah yang baik. Ini datang dari Nabi. Ini datang dari Nabi.

Al-Hidaayah, asalnya memberi petunjuk dengan lemah lembut. Dan bentuknya adakalanya berupa syariat. Yakni, dengan cara menerangkan syariat itu sejelas-jelasnya kepada seluruh umat manusia. Dan adakalanya berupa taufik (bimbingan), sehingga orang mau melaksanakan sunnah agama dan berpegang teguh padanya. 61

Haadiya (نابياً): Pemberi petunjuk (Allah Swt.), لِنَهِ مَثْلُنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْتَجْرِمِينَ وَكُفَى بِرَبِّكَ مَادِيًا (وَنَصِيرًا Dan seperti itulah, Kami adakan bagi tiaptiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. (Q.S. Al-Furqaan [25]: 31)

النهابي adalah salah satu dari asma Allah yang menurut Ibnu al-Atsir bahwa Dia-lah yang memberikan kekuatan penglihatan batin (bashsharahu) kepada para hamba-Nya dan Yang memberikan pengenalan dan pengetahuan secara detail,

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm. 95.



<sup>10)</sup> Firman-Nya, وَاكْنُبُ لَنَا فِي مَنْهِ النَّنْيَا حَسَنَهُ وَقِ الْأَخْرَةِ، (Q.S. Al-A'raaf [7]: 156) maka, dikatakan, Haada yahuudu atau tahawwada ialah bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Sedangkan pelakunya dinamakan haa-id dan qawmun huud. Dan Hud dalam ayat tersebut, maknanya tibnan (sebagai penjelasan) adalah lughat Ibrani. 21

اماد-خزره . 1. Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 157; di dalam *Mu'jom* dinyatakan: ماد-خزره. Artinya ماد (taubat dan kembali kepada kebenaran). Dan Isim Ia'ilnya مادي dan jamaknya غيرة Mu'*jam Al-Wasiith*, juz 2 bab ho' hlm. 978.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 134.

<sup>3.</sup> *Ibid*, pilid I juz 1 hlm. 45.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 29.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 120

<sup>6</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 69.

<sup>7.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm. 81.

<sup>8.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 14.

<sup>1</sup> *lbid*, jilid 3 juz 9 hlm 77.

<sup>2.</sup> Lihat, Az-Zarkasyı, Al-Burhan fii 'Uluumıl Qur'an, juz 1 hlm. 288.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm, 163.

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wosiith, juz 2 bab ha' hlm. 978.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 47.



jelas menuju jalan-Nya sehingga melekatkan keyakinan akan rububiyah-Nya. <sup>1</sup>

Sedangkan الْمُتَنِينَ artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berasal dari إِهْتَنَى يَهَتَبِى, yang menunjukkan proses usaha memperoleh petunjuk, seperti yang disebutkan di beberapa tempat dengan kriteria antara lain:

- Orang-orang yang tidak menjadikan tuhantuhan selain Allah sebagai sesembahannya, yakni orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. (Q.S. Al-An'am [6]: 56)
- Orang-orang yang tidak mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, karena mereka tidak mengikuti selain berprasangka dalam beragama. (Q.S. Al-An'am [6]: 117)
- Orang yang menyeru manusia dengan cara hikmah dan mengandung pelajaran yang baik, dan membantah dengan cara yang baik pula. (Q.S. An-Nahl [16]: 125)
- Ahlu Kitab yang beriman terhadap Al-Qur'an.
   Dan orang yang berpaling dari perkataan yang sia-sia. (Q.S. Al-Qashash [28]: 53, 55, 56)
- Dan Orang-orang yang memakmurkan masjidmasjid Allah, yakni mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak taku selain kepada Allah. (Q.S. At-Taubah [9]: 18)
- 6) Orang-orang yang sabar: Orang-orang yang sabar, yakni orang yang meminta tolong kepada Allah agar diberikannya kesabaran dengan bentuk salat sebagai sarana dalam berhubungan antara Al-Khalik dan makhluk-Nya. Dan orang yang tidak mempunyai keyakinan bahwa orang yang gugur di jalan Allah sebagai orang yang mati. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 157)

Kata muhtaduun mempunyai dua makna, makna bahasa dan makna syara'. Maka makna secara bahasa berarti 'yang terpimpin', meski sesat sekalipun. Sedang makna syara' adalah yang terpimpin di jalan yang lurus, jalan para nabi dan rasul-Nya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasyid Ridha, tangkisan orangorang musyrikin yang menyembah malaikat:

1. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 15 hlm. 353 maddah 🗤 🛦

Dan mereka berkata: "jikalau Allah Yang Maha Pemurah menghendaki tentulah kamu tidak menyembah mereka (malaikat)." Mereka tidak punya pengetahuan sedikitpun tentang itu selain menduga-duga. Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-Qur'an lalu mereka berpegang pada kitab itu? Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat pentunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka". (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 20-23)

Padahal kategori orang-orang yang menyembah adalah mereka yang tunduk (muslim): Aku hanya diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintah supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (Q.S. An-Naml [27]: 91-92).

Kesimpulan yang dapat dipetik adalah bahwa pemegang hak sepenuhnya tentang petunjuk ada di tangan Allah Swt., مُنْ مَالِنَهُ مُنَالِّمُ اللهُ عَلَيْكَ مُنَالِّمُ وَمَالْتَبَعُونَ إِلاَّ لَيْنَ عَلَيْكَ مُنَالِّمُ وَمَالْتَبَعُونَ إِلاَّ لَهُ عَبْدِي مَن يَشَاءُ وَمَالْتَبَعُونَ إِلاَّ bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan apa saja dari harta yang kamu nafkahkan maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah.... (Q.S. Al-Bagarah [2]: 272)

Al-Hadyu (النَهَنيُ) ialah binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. <sup>21</sup> Kata ini tertera di dalam surat Al-Maa-idah [5]: 3, 98; Al-Baqarah [2]: 196; Al-Fath [48:] 25.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 dijelaskan, bahwa *al-hadyu* ditujukan untuk mufrad dan jamak. Artinya adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh orang yang melakukan haji atau umrah kepada Baitul Haram, berupa ternak

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 391 hlm. 156.



Lihat Sayyid Muhammad Ridha, Al-Wahyul Muhamadiy, penerjemah: Josef CD., Cetakan Pertama, tahun 1983, PT. Dunia Pustaka-Jakarta, hlm. 427.

## +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada kaum fakir miskin. 11 Baca *Mansakan.* 

## (هَرَباً) Haraban

Firman-Nya, وَأَنْ طَنْتُنْ أَنْ لُنْ تُعْجِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضُ وَلَنْ نُعْجِزَةُ , "dan sesungguhnya kami mengetahui, bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dengan lari. (Q.S. Al-Jin [72]: 12)

### Keterangan

Haraban maksudnya mereka lari ke langit.<sup>21</sup> Di dalam Mu'jam dinyatakan: مَرْبُ مَ هَرْبًا لَمُ (lari). Dan أَهْرَبُ قُلانٌ (lari). Dan مَدْعُوْرًا لَهُ (bergegas-gegas pergi meninggalkan dalam keadaan ketakutan). Dan مَدْعُوْرُا اِللّٰهُ اِللّٰهُ (menggoncangnya untuk lari). الْيُرِبُ (menggoncangnya untuk lari).

## (هَرَعَ) Hara'a

Firman-Nya, وَجَاءَهُ فَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا Dan datanglah kepadanya kaumnya kengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji... (Q.S. Huud [11]: 78)

### Keterangan

Di dalam Mu'jam dikatakan: مرغ برنعه فنيزغ, apabila ia melepaskan lemparannya dengan cepat. Huri'a dan uhri'a, dalam bentuk mabni lil maf'uul ialah terdorong untuk tergesa-gesa. Dan menurut Al-Kisa'i, al-ihra' hanya bisa diartikan bergegas disertai dengan gemetar karena dingin atau marah atau demam atau syahwat. 51

Yakni mempercepat jalannya dan ingin segera mengetahui tamu Nabi Luth tersebut. Dan pada ayat lain, dinyatakan:

اَيُّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ \* فَهُمْ عَلَى ءَاتَارِهِمْ يُهْرَعُونَ "lalu mereka sangat bergegas-gegas mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu." (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 70)

Maksud bergegas di sini, adalah terusmenerus menyambung keyakinan mereka untuk tetap mengikuti apa yang dahulu nenek moyang mereka lakukan dan pegang teguh, bukan bergegas-gegas dalam arti jalan kaki dengan cepat.<sup>1</sup>]

## (هُزُواً) Huzuwan

Firman-Nya, وَإِذْ قَالَ مُومِهِ لِثَا اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَامِلِينَ Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 67)

### Keterangan

Al-Istihzaa ialah mengejek. Asal katanya memberi pengertian ringan atau cepat. المُعَلَّمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ فَالْوا إِنَّا مَعْكُمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ وَلَا المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْ

Sedang huzuwaa, berarti memperolok-olok ayat-ayat-Nya dengan berpaling dari-Nya serta meremehkan dan tidak mau memelihara hukum-hukum-Nya. Penyebabnya ialah, meremehkan hak-hak kaum wanita dan mengabaikan mereka. أَوْ اللّهُ مُلُولًا اللّهُ عَلَيْكُوهُ وَالْاللّهُ عَلَيْكُوهُ وَلَا تُسْبِكُوهُنَ شِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُسْبِكُوهُنَ شِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُسْبِكُوهُنَ شِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُسْبِكُوهُنَ شِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَسَرَارًا لِتَعْتَدُوا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 231)

Adapun التَّسْتَوْرُوْنُ: Orang yang mengolok-olok. Di antaranya ialah mereka yang beranggapan adanya tuhan selain Allah. Seperti yang tertera di dalam firman-Nya: Sesungguhnya Kami memelihara kamu dari pada orang-orang yang mengolok-olok kamu, (yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. (Q.S. Al-Hijr [15]: 95-96)

المشتَيْرِيُّونَ ImamAl-Qurtubi menjelaskan bahwa maksudnya mendustakan dakwah yang diserukan kepadanya. Dan ada yang mengatakan bahwa مُسْتَيْرِيُّونَ maksudnya saahiruun (ejekan), dan

<sup>3</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 177.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 95.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 98.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ha' hlm. 980.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 540.

<sup>5.</sup> Tofsir Al-Maraghi jilid 4 juz 12 hlm. 63.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 23 hlm. 62.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid i juz 1 hlm. 55.



ialah *as-si<u>h</u>riyah wa al-la'ibu* (mengejek dan mempermainkan). Dikatakan: هَزَهُ بِهِ وَاسْتَهْرَهُ, dan asal *al-istihzaa*' adalah *al-intiqaam* (membalas, balas dendam). <sup>1)</sup>

## (مَزُ) Hazza

Firman-Nya, وَهُرِّي إِلْيَكِ بِجِدْعِ التَّعَلَّهِ أَسَاقِطُ عَلَيْكِ رَمْنَا وَهُرَى الْيَكِ بِجِدْعِ التَّعَلَّهِ أَسَاقِطُ عَلَيْكِ رَمْنَا : dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan pohon korma yang masak kepadamu. (Q.S. Maryam [19]: 25)

### Keterangan

Al-Hazzu ialah menggerakkan sesuatu dengan keras atau tidak dengan keras. <sup>21</sup> Dan di dalam tumbuh-tumbuhan dinyatakan Ihtazzat, yakni tumbuh-tumbuhan yang bergerak. <sup>31</sup> Seperti yang tertera di dalam firman-Nya, المَرُّتُ وَرَبَتْ وَٱنْتِنْتُ ....hiduplah bumi ini dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhtumbuhan. (Q.S. Al-Hajj [22]: 5)

## (الْهَزَلُ) Al-Hazlu

Firman-Nya, وَمَا هُوْ بِالْهُرِّلِ: dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. (Q.S. Ath-Thaariq [86]: 13-14)

### Keterangan

Al-Hazi ialah setiap kalam (pembicaraan) yang tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak ada keindahan yang hal ini serupa dengan senda gurau. Yakni maknanya tidak dimaksudkan dengan lafaznya, tidak ada makna hakikat dan makna majaznya, lawannya al-jaddu (sungguhsungguh). Ayat tersebut hendak menerangkan bahwa Al-Qur'an dengan berita orang-orang terdahulu dan peristiwa yang akan datang bukanlah senda gurau.

## (هَزُمَ) Hazama

تَفْيَرَمُوْهُمْ بِإِذْنِ الله وَ فَتَلَ دَاوَدُ جَالُوتَ Amereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh jalut. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 251)

### Keterangan

Asal *al-hazmu* ialah memetik sesuatu yang kering hingga remuk seperti remukan yang telah usang. Dan خَرْمُ الْفَقَّاءِ وَ الْبِطِئِيِّةِ (buah semangka yang runtuh, berserakan isinya). Dan di antaranya, *al-haziimah*, yakni ungkapan yang menjelaskan sesuatu remuk dan pecah.<sup>1</sup>

## (هَشُّ) Hasy-sya

Firman-Nya, قَوْكُا عَلَيْهَا وَأَمْشُ بِهَا Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, غلَى غَلَمِي غلَى غَلَمِي Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku. (Q.S. Thaaha [20]: 18)

### Keterangan

Ahasysya biha yang tertera di dalam ayat tersebut ialah dengan itu aku menjatuhkan daun pepohonan.<sup>21</sup> Ar-Raghib menjelaskan bahwa Alhasysyu berdekatan maknanya dengan al-hazza dalam hal menggerakkan dan menempatkan sesuatu yang lemah seperti hasysyal waraqa, yakni memukulnya dengan tongkat.<sup>31</sup>

## (الْهَشِيْمُ) Al-Hasyim

Firman-Nya, إِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ مُسْيَحُهُ وَاحِدَةً فَكَانُوا Sesungguhnya Kami menimpakan عَيْشِيمِ التَّخْطِرِ atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput yang kering (yang dikumputkan oleh) yang punya kandang binatang. (Q.S. Al-Qamar [54]: 31)

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa مُفِيَعَ الْخَتَطِيْقِ, adalah pohon kering yang dibuat oleh seseorang sebagai kandang binatang, lalu berguguran darinya beberapa bagian dari kandang tersebut dan tercerai berai ketika dibuat. <sup>41</sup> Menurut Ar-Raghib, al-hasymu ialah memecahkan sesuatu yang lunak (menumbuk) seperti tumbuh-tumbuhan. <sup>51</sup> Dan dinyatakan juga dalam surat Al-Kahfi,

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 541.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm. 145.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jılıd 6 juz 16 hlm. 44.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 87; Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 541.

<sup>5.</sup> Lihat, Al-Jurjani, Kitob At-To'rifoot, bab ya' hlm. 259.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 541

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 101.

<sup>3.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 541.

<sup>4.</sup> *Tafsir Al-Maraghi*, plid 9 juz 27 hlm. 90; lihat, Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 541.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

-

Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46) Maka, dikatakan, hasyma 'izhaamahu (kering tulangnya), dan diantaranya hasyamtul hubza (مُفَنَعُةُ الْغَرُّةُ), "saya mengeringkan roti". المَفْنَعُةُ الْغُرُّةُ)

### (هَضُمًا) Hadhman

Firman-Nya, وَمَنْ يَعْبَلُ مِنْ الصَّالِحَاتِ وَهُوْ مُؤْمِنٌ فَلَا . Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil dan tidak (pula) akan pengurangan hakhaknya. (Q.S. Thaaha [20]: 112)

### Keterangan

## (هَلُوْعاً) Haluu'an

Firman-Nya, إِنَّ أَيْرَاسَانَ خُلِقَ هَلُوْماً Sesunguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 19)

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa بانيانة, ialah cepat bersedih dikala ditimpa hal-hal yang tidak disukai, dan cepat menggenggam tangan (bakhil) manakala mendapatkan suatu kebaikan (sir'atul-huzni 'inda massal-makruhi wa sir'atul-mun'i 'inda massal-khairi). Kata ini diambil dari ucapan mereka, والمنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة الم

541

### (هَلَكَ) Halaka

Firman-Nya, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di إِلَى المُلْكَةُ jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 195)

### Keterangan

Bunyi ayat بني الثبنكة Ke dalam kebinasaan. At-Tahlukah artinya rusak atau hancur. Adapun makna yang dimaksud di sini ialah tidak bersedia mengeluarkan biaya untuk persiapan perang dan lari dari jihad (berjuang). <sup>1</sup> Dan at-tahlukah dimaksudkan dengan segala sesuatu yang mendatangkan kebinasaan. <sup>2</sup>

Firman-Nya, يَقُولُ أَمُلَكُتُ مَالًا لَيْنًا; Dia mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak". (Q.S. Al-Balad [90]: 6)

Yang dimaksud adalah boros, dan membelanjakannya terhadap hal-hal yang tak berguna. Dan dikatakan: باغة, yakni باغة (menjual ternaknya). المنكفة الله

Halaka, yang tertera di dalam surat Al-Haaqqah ayat 29 (هَلْكَ عَنِي سُلْطَانِية) maknanya, telah batal.<sup>4</sup>

## (مَلُمَّ) Halumma

Firman-Nya, قَدُ يَعَلَمُ اللَّهُ الْمَوْقِينَ مِنْكُمُ وَالْفَائِلِينِ Sesungguhnya: Sesungguhnya Sesungguhnya الإفوائيم هَلَمُ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا Allah mengetahui orang-orang yang menghalanghalangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya: "Marilah kepada kami." Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. (Q.S. Al-Ahzab [33]: [18])

### Keterangan

Halumma adalah kata doa terhadap sesuatu, dan di dalamnya terdapat dua pendapat,

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hfm. 29.



<sup>1.</sup> Ibid, hlm 541.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 151.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ha' him 988.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 89; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 9 juz 29 hlm. 69.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm 91.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab ho' hlm. 991.

Ibid, jut 2 bab ho' hlm. 991; kata al-moof, di atas diterjemahkan dengan ternak, karena ternak adalah harta benda yang sangat diandalkan bagsa Arab. Lihat, Kamus Al-Munowwir, hlm. 1513

Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 58.

## ----

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



bahwa asalnya مائم, dari perkataan mereka, الشَيْق بالله, yakni saya memperbaikinya, lalu dibuang alifnya maka dikatakan halumma. Dan ada juga yang berpendapat bahwa asalnya ialah مَن لَكُ إِن yang seakan-akan kata tersebut diucapkan مَنْ لَكُ فِي كَنَا، yakni menyegajanya lalu keduanya disusun semacam itu. الله

## (مَامِدَةُ) Haamidatan

Firman-Nya, وَنَرَى ٱلأَوْمَنَ مَامِدَةُ. Dan kamu lihat bumi itu kering. (Q.S. Al-Hajj [22]: 5)

Keterangan

Haamidatun ialah mati dan kering; dan النَّوْبَ, artinya pakaian yang lapuk. <sup>21</sup> Sedangkan ardhun haamidah ialah bumi yang tidak terdapat tumbuh-tumbuhan, dan nabaatun haamidah berarti tumbuh-tumbuhanyang kering (yaabis). <sup>31</sup>

### (هَمُزَ) Hamaza

Firman-Nya, وَبِنٌ بَكُنِ مُمَرَتِ كُنَةِ Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. (Q.S. Al-Humazah [104]: 1)

Keterangan

المُنوَّةُ المُعْمَةُ menjelaskan bahwa المُنوَّةُ, asal katanya adalah المُنوَّةُ, yang artinya ia mematahkan". Dikatakan, المُنوَّةُ, artinya ia memecahkannya. Adapun untuk perkataan مُنوَّةً, adalah orang yang menghina kehormatan oranglain dan menampakkan kejelekannya dengan maksud menjelek-jelekkan perbuatannya. Di samping itu, ia merasa bangga dengan jatuhnya martabat orang yang dijelek-jelekkannya. Sedang kata لمَنْ عَلَيْ عَلَيْهُ الْمُنْعُ عَلَيْهُ الْمُنْعُ عَلَيْهُ الْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعِلِيْمِ لِلْمُنْعِلَّى لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُنْعُلِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُنْعُلِمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ لِلْمُلْمِيْمُ ل

إِذَا لَقَيْتُكَ عَنْ شُخْطٍ نَكَاشَرَنَى تَعَيْنَتُ كُنْتَ الْهَامِزَ الْلُمَزَةِ

"Jika engkau bertemu denganku dari kejauhan tampak kamu tersenyum-senyum, tetapi jika aku sudah lewat engkau senang mengumpat dan mencaciku".<sup>1]</sup>

Menurut Mujahid dan 'Atha', al-humaz adalah orang yang mengumpat dan mencaci seseorang dihadapannya. Sedang al-lumaz ialah seseorang yang mengumpat orang lain dari belakang, jika orang yang diumpat berada di hadapannya. Dalam pengertian yang sama Hisan ibnu Tsabit mengatakan dalam sebuah bait syairnya:

َ هَمْزَتُكَ فَأَحْتَضَفْتُ بِذُٰلِ نَفْسِ بَقَا فِيْهِ نَأْجَّجْ كَالْشُوَاظِ بِنَا فِيْهِ نَأْجَجْ كَالْشُوَاظِ

"Kuumpat dirimu dihadapanku, sehingga kamu tunduk merendahkan diri karena baitbait syair yang menyala-nyala bagaikan api (membakar hati)".<sup>2</sup>]

Firman-Nya, مَنَازِ مَشَّاءٍ بِنْمِيْم yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah. (Q.S. Al-Qalam [68]: 11)

Berkenaaan dengan ayat tersebut, Ibnu Zaid berkata: *Al-Hammaaz* adalah yang mencela manusia dengan tangannya dan memukulnya. Sedangkan *al-Lummaaz* adalah mencela manusia dengan melalui lisan saja. <sup>3</sup>J

Firman-Nya, وَقُلْ رَبُ أَغُوذُ بِكُ مِنْ مَنْرَاتِ الشَّيَاطِينِ (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 97) maka Hamazaat maksudnya bisikan-bisikan yang menghasut agar menentang apa yang Kami perintahkan. Bentuk jamak dari hamzah. Makna asal al-hamzu ialah mematuk dan mendorong dengan tangan atau lainnya. Dari sini lahir kata mihmaazur-raa'id, yang berarti besi yang diletakkan di tumit seseorang untuk mematuk binatang kendaraan agar lebih berlari cepat. 4

### (هَمْسًا) Hamsan

Firman-Nya, يُوْمَنِنُ يَلَّبِطُونَ الدَّاعِيَ لَا عِنْجَ لَهُ وَخَشَعْتِ Pada hari itu manusia :الْأَمْنُوْاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمَسًا (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, plid 6 juz 18 hlm. 52.



<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 543; lihat juga As-Suyuthi, Al-Itgoon fi 'Uluumil Qur'an, juz 2 hlm. 254.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 87.

<sup>3.</sup> Mu'jom Mufradat Alfoazhil Qur'on, hlm. 543.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 237; Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'on, hlm. 544.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 10 juz 30 hlm. 237.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 237.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Ourtubi, jilid 9 juz 18 hlm. 151; Ibnu Talmiyah menjelaskan bahwa Al-hamzu lebih kuat dari al-lomzu baik berkaitan dengan perkataan maupun sikap yang tertuang metalui perbuatan. Dan di antaranya, ol-hamzu berarti teriakan yang keluar dari kerongkongan seperti halnya muntah.Lihat. Ibnu Talmiyah, Tafsir Al-Kabir, juz 6 hlm. 87.

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



tidak mendengar kecuali bisikan saja. (Q.S. Thaaha [20]: 108)

### Keterangan

Al-Hamsu artinya bisikan (shautu khafiyy). <sup>1</sup>1 Dan, هَمَنْ الْأَقْدَامِ berarti menginjakkan kakiknya dengan suara perlahan. <sup>2</sup>1

### (هُمُّ Hamma (هُمُّ

Firman-Nya, وَتُفَدُّ مِنْتُ بِهِ وَهُمْ يَهَا Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu. (Q.S. Yusuf [12]: 24)

### Keterangan

### (هَوَى) Haway

Firman-Nya, اَفُوْتَنِتُ مَنِ اَتَغَدُ إِلَهُ هُوَاهُ Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 23)

#### Keterangan

Al-Haway adalah kecenderungan jiwa kepada syahwat, dikatakan demikian karena ia mengantarkan pelakunya dalam hal dunia sampai pada setiap yang membingungkan, dan dalam hal akhirat mengantarkannya kepada neraka haawiyah. ألنونا dengan dipanjangkan bacaannya ialah apa yang membentang antara

langit dan bumi, jamaknya الأَمُونَة, dan segala yang terdapat celah dinamakan hawaa'. أ

Begitu juga *Hawa*y berarti 'kecenderungan menuruti nafsu', بِنَ اللَّهِ مَوْاهُ بِغَيْرِ هُدُى مِنَ اللَّهِ dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. (Q.S. Al-Qashash [28]: 50)

Dan sebagai bentuk kata kerja (fi'il), haway (هَوَى عَنْوى), berarti "rindu", seperti dinyatakan: رُثَنا (Q.S. Ibrahim إِنْهِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ يَبُويِ إِلْهُمَ [14]: 37) maka, dikatakan *Tahwii ilaihim* yakni, segera datang kepada mereka dengan rasa rindu dan cinta.<sup>21</sup>

## (مَننْئًا) Hanii-an

Firman-Nya, كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَقَتُمْ فِي الْأَيَّامِ (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu". (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 24)

### Keterangan

Hanii-an maksudnya tanpa kesulitan dan kekeruhan (bi-laa tangiish walaa kadr).<sup>3]</sup>

Firman-Nya, فنيئا فريئا (Makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa' [4]: 3) Yakni, gambaran mengenai mahar dari suami yang dikembalikan oleh istrinya maka hal itu dihukumi halal dalam bentuk makanan yang statusnya sedap, enak dimakan, yang tidak mengandung akibat buruk.

Firman-Nya, كُنْوَا وَاشْرِنُوا فَلِينَا بِهَا كُنْتُمْ تَغْتُلُونَ. Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Yakni, makanan yang diperuntukkan bagi penduduk surga. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 19)

الطَّفَاءُ الْبَنِيَّ Imam Al-Maraghi menjelaskan, الَّصَفَاءُ الْبَنِيِّ adalah makanan yang dimakan oleh seseorang, sedang ia tidak mendapatkan kesulitan padanya dan tidak berakibat sakit ataupun kekenyangan.

<sup>3.</sup> Ibid, jihd 10 juz 29 hlm. 56.



<sup>1</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 161; Moʻjam Mufradot Alfoozhii Qurʻon, hlm. 544.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 544.

<sup>3.</sup> Kitab At-Ta'riifaat, bab ya' him. 259.

<sup>4.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqaha', hlm. 466.

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 545.

<sup>1.</sup> Muhtoorush-Shihhoah, hlm. 702 maddah, موري i Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa أنقوا تلاواء bentuk tunggalnya موري dan setiap yang kosong disebut تابع Maka hrman-Nya: إنهنديته موراة (O.S. Ibrahim (14]: 43) maka dikatakan: مراية الإسلام الملاه المائية فقول الم أنه الأطلام المائية فقول الم المسلم المائية الإسلام المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائ

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid S juz 13 hlm. 158.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dan asalnya diperuntukkan bagi makanan, dikatakan *hanii-uth-tha'aam fa huwa hanii-un.*<sup>1</sup>

### (هَارٌ) Haarun

Firman-Nya, الْفَمَنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرَضَوَانِ Firman-Nya, الْفَهَنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفِ هَارِفَانْهَارَبِهِ فِي نَارِجَبْتُمْ Akaa apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, (Q.S. At-Taubah [9]: 109)

### Keterangan

Di dalam *Mu'jam* dinyatakan: هَارَ الْبِنَاءُ وَنَعُوهُ —, artinya terjatuh (*tahaddama*), dan terpeleset setelah tegak berdiri di tempatnya.<sup>2</sup>

## (هُون) Huunin

Firman-Nya, اِنْمُسِكُهُ عَلَى مُونِ أَمْ يِنْسُهُ فِي Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). (Q.S. An-Nahl [16]: 59)

### Keterangan

Menurut Al-Maraghi huunin dalam ayat di atas, artinya "kehinaan". Kata آنهونَ, juga berarti "kehalusan" dan "kelembutan". Al-huun adalah kata yang menyifati sesuatu. Misalnya sifat ibaadur-rahmaan dinyatakan, النّبين يَنشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. ... orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati". (Q.S. Al-Furqaan [25]: 63) Maksudnya, 'mereka berjalan dengan tenang dan sopan, tidak menghentakkan kakinya dengan sombong.<sup>3</sup>

Dan sebagai kata kerja, misalnya ahaanan, menunjukkan keadaan hinanya seseorang, seperti dinyatakan: وَبُمَ ابِذَا مَا ابْتُلَاهُ فَشَنَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُونَ : Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". (Q.S. Al-Fajr [89]: 16); sedang dalam menyifati azab, dinyatakan, عَثَنَاتِ الْهُونِ Azab yang sangat menghinakan. (Q.S. Al-An'am [6]: 93) Baca Zhalama.

### (هَوَاءٌ) Hawaa-un

Firman-Nya, مُهْتِعِي رُغُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ mereka datang bergegasgegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedipkedip dan hati mereka kosong. (Q.S. Ibrahim [14]: 43)

### Keterangan

Hawaa-un pada ayat tersebut maksudnya kosong dari berpikir dan memahami, karena sangat bingung dan tercengang. Kepada orang yang pengecut dan dungu dikatakan, qalbuhu hawaa-un (فَلْتُ مَوَالًا), yakni dia tidak mempunyai kekuatan dan tidak berpikir. Kata Hasan ketika mengajak Abu Sufyan bin Harb:

أَ لَا أَبْلِغُ أَبَا شَفْيَانَ عَنِي

## فَأَنْتُ مُحْوَفٌ نَخْبٌ هَوَاءُ

"Ingatlah sampaikan kepada Abu Sufyan pesanku, bahwa engkau keropos, kosong melompong". 1)

## (هَاونَةٌ) Haawiyatun

Firman-Nya, نارٌ غارِيةٌ: Api yang menyalanyala. (Q.S. Al-Qaari'ah [101]: 9)

### Keterangan

ialah neraka yang apinya berkobar dan sangat panas. Sedangkan ummu haawiyah adalah tempat kembalinya orang yang beramal jelek. Tempat ini merupakan jurang yang paling dalam, yakni neraka jahannam tempat orang-orang sesat dicampakkan. 'Umaiyah bin Ash-Shalat bersyair:

## فيها مفابزنا وفيها نولد

"Bumi itu adalah tempat kita berpijak dan tempat kita kembali.

Di dalamnya terdapat kuburan, dan di permukaannya tempat kita dilahirkan".<sup>2]</sup>

## (هَيُّنَ) Hayya-a

Firman-Nya, اَوْهَيُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ...dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 10)

Keterangan

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 227.



<sup>1.</sup> Ibid, plid 9 juz 27 hlm. 22; Ar-Raghib, Op. Cit , hlm 544; Muhtocrush-Shihhoob, hlm. 700, maddah i , , »

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ha' hlm, 999.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 35.

<sup>1</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 163.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Hayyi' artinya mudahkanlah (yassir). <sup>1</sup> Kata hayyi' adalah isim fi'il yang maknanya perintah ('amr), yakni أَسْنَ (percepatlah, segerakanlah), yang dikaitkannya dengan kesempurnaan pembicaraan. Dikatakan: مَعْكَ يَارَجُكُ (cepatlah kemari hai lelaki). <sup>2</sup>

## (هَيْنَةٌ) Hay-atun

Firman-Nya, غينة الطائر: Berbentuk burung.... (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 49)

Keterangan

Di dalam Kamus disebutkan: مَاءَ يَهُوُ وَيُهُونُهُ مَلِنَاةً yakni أَلْخَالُهُ الطَّامِرة, "bentuk yang tampak nyata". 3) Selanjutnya kata هنينة, mempunyai beberapa arti, diantaranya: a) bentuk, rupa (syaklun); b) tata cara, metode (kayfiyyah); c) keadaan, kondisi, situasi (haal); d) bentuk sesuatu dan tata caranya (shurratusy syai' wa hai'atuhu); dan e) kumpulan manusia (jama'atun minanngas).41 Al-hai-ah ialah keadaan yang terjadi padanya secara hissi (gambaran, abstraksi) atau yang dapat dipikirkan oleh akal (ma'guulah) dan terpampang secara jelas di depan mata, tetapi secara mahsus lebih banyak digunakan.51 Dan haiah pada ayat di atas adalah salah satu keadaan yang memuat mukjizat Nabi 'Isa a.s., yakni bentuk burung. Hay-ah sebagai suatu bentuk konkrit adalah tata cara yang telah diabstaksikan dan didesain sedemikian rupa menurut obyek yang dikehendaki.

## (هَاتُوْا) Haatuu

Firman-Nya, مَاتُوا بُرَهَاتُكُم إِنْ كُنْتُمْ صَابِقَيْنَ Tunjukkanlah bukti kebenaranmu!, jika kalian orangorang yang benar. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 111)

Keterangan

Dikatakan, مَاتِ وَهَائِيًا وَهَاثُوا . Al-Farra' mengatakan bahwa متنِتْ bukanlah termasuk perkatan mereka, dan hanya saja perkataan-perkataan tersebut kerap dipergunakan. Beliau mengatakan dan tidak pula dikatakan: الأنهان. Al-Khalil mengatakan النهان dan النهان adalah masdar dari kata haati. ا Sedangkan asalnya المنابقة, dihilangkan dhammah karena dirasa berat pengucapannya, kemudian dihilangkan ya'-nya karena bertemu dengan dua sukun, dan menjadi bentuk tunggal serta mudzakkar غانة, seperti kata عن , dan mu'annasnya غانة; seperti kata عن (dengan dihilangkan huruf ha-nya), yang artinya hendaklah mereka membuktikan argumennya! Yakni, membuang ha tanbih, yang sifatnya menggugah mereka untuk membuktikan dengan berdasarkan keilmuan dan dalin dari Allah atas klaim mereka, bukan berdasarkan persangkaan.

Imam Ar-Raghib menyatakan bahwa uslub ayat tersebut merupakan tantangan sekaligus membongkar kebohongan terhadap anggapan orang Yahudi yang mengatakan: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani". 41

## (الْهَيْمُ) Al-Hiim

Firman-Nya, غَشَارِيُونَ شُرِبَ الْهِيمِ: Maka kamu mínum seperti unta yang sangat haus minum. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 55)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-huyaam ialah rasa lapar yang diambil dari unta karena kehalusan lalu dipakai sebagai perumpamaan tentang kecintaan yang sangat terhadap sesuatu. <sup>51</sup> Adalah gambaran penduduk neraka yang meminum air panas yang tersedia di dalamnya. Dan itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ke-56.

## (هَيْنٌ) Hayyinun

Firman-Nya, مُوْعَلَيُ هَنِيِّ Hal itu adalah mudah bagiku. (Q.S. Maryam [19]: 9)

Keterangan

Dikatakan: سَبُن الشَّغَ عَلَيْهِ هَوْنَا , yakni بِهَانِ , yakni (mudah). Dan isim fa'ilnya مَنِنَّ وَ هَيْنَ رَمِنَ عِنْدِى الْيَوْم . Dan dikatakan أَمُونِكَا كِيَّا Dan dikatakan رَمِنَ عِنْدِى الْيَوْم . (berdirilah di dekatku

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 546; Fothul Qodiir, jilid 5 hlm 145.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasith, juz 2 bab ha' hlm. 1005.

Ahmmad bin Muhammad bin Ali Al-Muqriy Al-Faitumi (w. 770 H),
 Al-Misbaljul Munir, nuz 2 hlm. 645, Door Al-Fikr t.th.

<sup>4.</sup> Qamus Al-Fansiyyah, hlm. 817, t.th/t.p.

<sup>5.</sup> Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, him 546.

<sup>1.</sup> thid. hlm. 546.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 2 hlm. 52.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Baghawi, juz 1 him. 69.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 546.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dan beristirahatlah). 1 Yakni gambaran sesuatu yang mudah bagi Allah untuk menjadikan anak meski kondisi orangtuanya keadaan mandul, seperti yang di alami oleh Nabi Zakariya. Hal ini terungkap di dalam firman-Nya: Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua". Tuhan berfirman: "Demikianlah". Tuhan berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali". (Q.S. Maryam [19]: 8-9)

Sedang firman-Nya, وَتَعْسَبُونَهُ مَنِنَا وَمُوْ عِنْدَ اللّهِ . ...dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal di sisi Allah adalah besar. (Q.S. An-Nuur [24]: 15)

Maksudnya, berita bohong itu, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 12 dan 13 dalam surat An-Nur ini, mengenai tuduhan dengan tidak mendatangkan empat orang saksi bukanlah perkara yang ringan, namun perkara yang besar di sisi Allah.

## (هَيُّاتُ) Hayhaata

Firman-Nya, تَمْهَاتُ مِنَاتُ لِلْ تُوعَنُونَ Jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu. (Q.S. Al-Mukminun [23]: 36)

Keterangan

Hayhaat adalah kalimat yang dipergunakan untuk menjauhkan sesuatu. Dikatakan: مَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ اللهُ عَلَيْكُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمَيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَلِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِنْ فَالْمُعِلِّ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُ والْمُعْمِيْنَاتُ وَلِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِنْ فَلِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِنْ فَلِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُهُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ وَمِيْنَاتُ والْمُعِلِّعُونَاتُهُ وَالْمُعِلِيْنِ وَلِمِيْنَاتُ وَلِمِيْنِ وَلِيْنَاتُ وَلِمِيْنَاتُ وَلِمِيْنَاتُهُ وَلِمِيْنَاتُهُ وَلِمِيْنِهُ وَلِمِيْنَاتُهُ وَلِمِيْنِاتُكُمِلْمُولِكُمُونَاتُ وَلِمِيْن

Sedangkan firman-Nya, فَفَلَقَتِ الْأَبْوَاتِ وَقَالَتْ Dan dia (Zulaikhah) menutup pintupintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". (Q.S. Yusuf [23]: 23) maka Haitu laka dalam ayat tersebut maksudnya aku berteriak kepada anda (tahayya'tu laka). Dan dikatakan مُفْتَتَ بِهِ وَنَهْبَتْ مِهِ وَنَهْبَتْ مِهِ وَنَهْبَتْ مِهِ وَنَهْبَتْ مِهِ وَنَهْبَتْ مِهِ وَنَهْبَدُ عَلَيْهُ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنِيْنَ المُعْلَقِيْنِ المُعْلَقِيْنِ المُعْلَقِيْنِ المُعْلَقِيْنِ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنِ المُعْلَقِيْنَ المُعْلَقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلَقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلَقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المِعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ المُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِيْنِ الْمُعْلِقِي

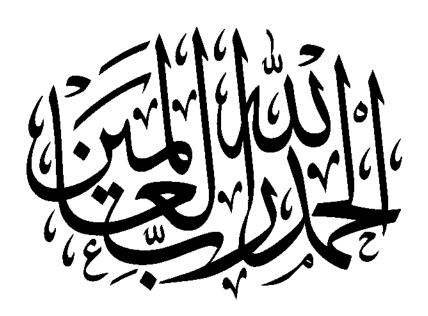

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 546.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab ho' hlm. 1003.

<sup>3.</sup> Ibid, hlm. 546.

# ~**+@**

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an





## (الْمُوَنُوْدَةُ) Al-Maw-uudatu (وَنَدَ) Wa-ada

Firman Allah Swt., وَإِذَا الْمُوْمُودَةُ سَبِئِكَ Apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. (Q.S. At-Takwiir [81]: 8)

Keterangan

وَمِئًا الَّذِيُّ مَنْعَ الْوَانْدَتْ

## وَ أَخَيَا الْوَئِيْدُ فَلَمْ تُوءَدُ

"Dan hanya dari kalangan kamilah yang tidak mau mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup, kami (justru) memelihara mereka (untuk) tidak dikubur hiduphidup"."

Yang dimaksud oleh Faraddaq tersebut adalah pujiannya terhadap kakaknya yang biasa dipanggil Sha'sha'ah. Ia membeli bayi-bayi perempuan dari orang tua bayi-bayi tersebut dan memelihara mereka hingga dewasa. Tatkala agama Islam datang ia telah mengumpulkan sebanyak tujuh puluh bayi perempuan yang pada mulanya akan dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka. <sup>3</sup>

### (وَابِلٌ) Waabilun

Firman-Ńya, أَصِابُهُ وَابِلَ Batu licin itu ditimpa hujan lebat. Arti selengkapnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu di timpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka kerjakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 264, 265)

### Keterangan

الوبيان adalah sesuatu yang berat lagi buruk akibatnya. Kata ini berasal dari ucapan mereka, كادة وبيل كلاء وبيل , artinya rumput yang jahat dan sulit dicabut karena beratnya. Sedangkan kata al-wabaalu, berasal dar kata al-wablu dan al-wabiilu, artinya hujan lebat. Maka مأهام وبيان , berarti "makanan berat". Kemudian, terhadap suatu perkara yang membahayakan dan ditakuti dinyatakan dengan "wabal". Sedang siksa dinyatakan, انفذا وبيكا Siksa yang berat. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 16)

### (وَتُدَ) Watadu

Watadu (وَند) Baca Autaad.

## (ألْوتْزُ) Al-Witr

Firman-Nya, اَلْشَفَعُ وَ اَلْوَتَر: dan yang genap dan yang ganjil (Q.S. Al-Fajr [89]: 3)

Keterangan

Al-Watru di dalam hitungan adalah lawan dari asy-syaf'u (genap).<sup>2</sup> Sedangkan wal-watr pada ayat tersebut adalah sumpah dengan bilangan ganjil (al-witr).

## (الْوَتِينَ) Al-Watiin

Firman-Nya, ثُمُ لَقَطَعَنَا مِنْهُ الْوَبِينُ: Kemudian benar-benar Kami potong urat jantungnya. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 46)

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Aifaazhil Qur'an, hlm 548.



<sup>1</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab wawu film. 1006.

<sup>2.</sup> Yafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 53.

<sup>3.</sup> Ibid, Jilid 10 juz 30 hlm. 53,

Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 115; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 547; Al-Kasysyaof, juz 4 hlm. 178.

## +@

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 44-46)

### Keterangan

imam Al-Maraghi mejelaskan bahwa الوَيِين adalah urat yang keluar dari jantung hingga kepala ('irqun yakhruju minal-qabi wa yattashilu bir-ra'si). Dan urat besar itulah yang dikenai pisau orang yang menyebelih. Berkata asy-Syimah ibnu Dirar:

إِذَا بَلِغُتِنِي وَ حَمَلَتِ رَحُلِي

عِرَابَةَ فَا شُرَقَ بِدَمَ الْوَتِيْنِ

"Bila engkau telah mengantarkan aku dan membawa barang bawaanku ke atas kendaraan maka alirkan darah di urat jantungmu".<sup>1)</sup>

## (اَلْوُثْقَى) Al-Wutsqa

Al-Wutsqa bentuk mu'annas-nya adalah autsaaq (أَوْنَاقَ), artinya "tambang yang kokoh lagi kuat". Seperti firman-Nya, الْأَوْفَةُ الْوُفْقَى: Tali yang amat kokoh. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256) Baca: Al-'Urwatu.

Al-Miitsaaq ialah janji yang dikukuhkan dan didekritkan, hendaknya orang yang berjanji mengikatkan diri kepada orang yang memeberi ajnji agar melakukan sesuatu, kemudian hal tersebut dikukuhkan melalaui sumpah atau kalimat-kalimat perjanjian dan sumpah yang biasa berlaku. Misalnya: وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِبْنَاقِ النّبِينِ اللّهِ مِبْنَاقِ النّبِينِ اللّهِ مِبْنَاقِ النّبِينِ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 81)

Sedang kata *miitsaaq* dan *watsaq* dimuat disejumlah ayat dengan arti "perjanjian", diantaranya:

1) بيثاق الكِتَاب: Perjanjian Kitab (Taurat). Arti selengkapnya: dan kelak datang harta benda sebanyak itu pula, niscaya mereka

1. Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 62; Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 216. Ar-Raziy mengatakan al-watiin talah pembuluh darah yang ada di jantung ('irqun fil-qatbi), bila terputus maka empunya akan mah. Lihat. Muhtaarush-Shihipadi, hlm. 708 maddah. عن jilhat juga, Al-Kosysyaaf.

juz 4 htm. 155.

mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu mereka tidak akan mengatakan kepada Allah melainkan sesuatu yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya? (Q.S. Al-A'raaf [7]: 168)

- 2) بيناق أنبيتين berarti perjanjian para nabi. Firman-Nya: Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian para nabi: "Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya dan menolongnya". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 81)
- Perjanjian (dari) Bani Isra'il. Arti مَيْقَاقَ بَنِي إِسْرَائِيْلُ (3 selengkapnya: Dan sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian (dari) Bani Isra'il dan telah kami angkat dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada para rasul-Ku dan kamu Bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya ungai-sungai. Maka sesungguhnya barangsiapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 13)
- 4)1Firman-Nya, وَلَا يُولِقُ وَنَافَهُ أَحَدٌ (Q.S. Al-Fajr [79]: 26) Maka, al-watsaq ialah pengikat atau pembelenggu yang menggunakan rantai dan pasungan.<sup>1]</sup>
- 5) Firman-Nya, الْمَ تُعْلَمُونَا مَنْ الله (Q.S. Yusuf [12]: 80) maka, Muutsiqan ialah janji yang teguh. Yaitu, sumpah kalian dengan menyebut nama Allah.<sup>2)</sup>

## (وَجِبَ Wajaba

Firman-Nya, الْجِيبُ دَعُوةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 25.



<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 11.

Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 188.

<sup>1.</sup> tbid, jilid 10 juz 30 hlm. 151.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

apabila ia memohon kepada-Ku. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 186)

### Keterangan

Al-wujuub artinya ats-tsubuut (tetap). Dan al-waajib dikatakan tentang sesuatu yang apabila tidak dikerjakan maka berhak mendapat celaan. Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa wajib dengan dikasrahkan jim-nya adalah isim fa'il dari wajaba, yakni al-laazim (yang tetap, yang semestinya). Dan juga berarti al-fardhu. Yakni sesuatu yang telah ditetapkan pencariannya secara tegas dengan nash qath'iy yang telah ditetapkan berdasarkan dilalah qath'iy. Dan juga berarti al-fardhu.

Sedang firman-Nya, فَاذَكُوا اَسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ (Q.S. Al-Hajj (22]: 36) Maka, Wajabat junubuha maknanya jatuh tubuhnya ke tanah. Maksudnya, nyawanya lenyap dan hilang geraknya. Dan dikatakan: وَخِبْتِ الشَّمْسِ, apabila matahari lenyap (terbenam). 41

## (وَجَدَ) Wajada

Firman-Nya, وَجِدَ فِي رَخْلِهِ diketemukan (barang yang hilang) di karungnya. (Q.S. Yusuf [12]: 75)

### Keterangan

Wajada artinya menemukan, memperoleh. Sedangkan firman-Nya, أَشْكِنُوفْنُ مِنْ حَيْثُ سَكَنْهُمْ مِنْ الْمَيْنُوفْنُ مِنْ حَيْثُ سَكَنْهُمْ مِنْ اللهِ Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6) maka, Min Wujdikum dalam ayat tersebut maksudnya ialah menurut kemampuanmu dan kadar kekayaanmu. 5]

Adapun firman-Nya, وَمَا وَجَدُنَا اِلْكَارُهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ (Q.S. Al-A'raaf [7]: 102) maka, Wajadna yang pertama berarti "kami mendapati" dan yang kedua berarti "kami mengetahui".

## (وَجَسَ) Wajasa

Firman-Nya, فَلَنَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ تَكِرَفُمْ Ketika dilihatnya tangan mereka وَأَوْضِنَ مِنْهُمْ خِيفَةُ tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. (Q.S. Huud [11]: 70)

### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa *al-wajasu* kata mereka adalah keadaan yang dihasilkan dari jiwa setelah cemas, karena itulah kecemasan adalah asal mula berpikir. <sup>11</sup> Abu Ishaq berkata: *al-wajsu* adalah ketakutan yang menimpa jiwa. Al-Laits berkata: *al-wajsu* adalah goncang hatinya. Dan juga, berarti *al-wajsu* adalah kegoncangan yang terjadi pada hati manusia baik melalui pendengaran dari suara atau selain itu. <sup>21</sup> (Q.S. Thaaha [20]: 67)

## (وَاجِفَةٌ) Waajifatun

Firman-Nya, فَنَا أَوْمَفَتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan tidak pula seekor untapun-(Q.S. Al-Hasyr [59]: 6)

#### Keterangan

Al-Wajiif adalah perjalanan yang cepat.

Dan نَوْجَفَتُ الْبَعِيْرُ berarti saya mempercepat jalan unta. Sedangkan, Waajifah ialah yang bergoncang keras, kacau (mudhtharibah). Sebagaimana firman-Nya, قُلُوبٌ يُوْمَئِذِ وَاجِقَةُ Hati manusia pada waktu itu sangat takut. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 8)

Menurut Qatadah adalah goncangan tentang sesuatu yang belum pernah terbayangkan (wajafat 'amma 'aayanat), dan menurut Ibnu Al-Kalbi waajifah adalah ketakutan yang luar biasa (khaa'ifah).<sup>4</sup>

## (وَجَلَ) Wajala

إِنْمَا الْمُوْمَنُونَ النَّبِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلْتَ Pirman-Nya, إِنَّمَا النَّقِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلْتَ عَلَّوْهُمْ وَإِذَا ظَيْمَتَ عَلَيْهِمْ ءَاتِاتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetarlah hati

I. Mu'jam Mufradot Alfaozhil Qur'an, him. 548.

<sup>2.</sup> Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa wajib berarti tingkatan yang terdapat di antara fardhu dan sunnah. Yakni apa yang ditetapkan mencarnya dengan dibil zhonniy atas fardhunya. Dan wajibul-wujud ialah Allah yang ada wujud diatnya tanpa perlu pembuktian. Lihat, Mu'yam Lughatul Fugaha', him. 468.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 114; Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 548.

<sup>4.</sup> Mu'jom Mufrodat Alfaozhil Qur'an, hlm. 549.

<sup>5.</sup> Ibid, hlm 549

Tofsır Al-Maraghi, jilid 3 jüz 9 hlm 18; Mu'jam Mufradat Alfaozhit Qur'an, hlm. 549.

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Op. Ot., hlm. \$50.

وچ س Lisaanul 'Arab, jilid 6 hlm. 253 maddah وچ م

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 22, Mu'jam Mufradat Al-faozhil Qur'on, hlm. 550.

<sup>4.</sup> Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 9 hlm. 352 maddah وع ف

## +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (Q.S. Al-Anfal [8]: 2)

Keterangan

Bunyi ayat, وَجِلْتَ قُلُونِهَا Gemetar hatinya. Menurut Ar-Raghib, الْوَجُل ialah merasakan ketakutan (khaafa wa waza'a). Dikatakan: وَجِلْ وَجِلْ وَجِلْ وَجِلْ وَجِلْ كَا Dan isim fa'ilnya . يَوْجِلُ وَجِلْ Dan untuk bentuk mu'annats(perempuan)nya وَجِلْةً , dan tidak boleh dikatakan dengan إلَّهِ عَلِيْهُ. أَلَّهُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِيْعِلْمُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِيقِيْمِ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِيقِيْمِ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعِلِي عَلَيْمِ الْمُعَلِّقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعِلِّةُ عَلَيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَلِّقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَالِقِيْمِ الْمُعَلِّقِيْمِ الْمُعَلِّقِيْمِ الْمُعِلِي

Kata wajila mengindikasikan ketakutan dengan mengharap ridha-Nya, di antaranya adalah orang yang berderma: "Dan orangorang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya". (Q.S. Al-Mu'minun [23]: 60)

### (وَجَهُ) Wajhun

Firman-Nya, وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا وَاجْدُوا ءَاجِرَهُ لَكَثُهُمْ يَرْجِعُونَ كَالَّذِي أَنْزِلُ عَلَى النَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهُ الشَّارِ وَاكْفُرُوا ءَاجِرَهُ لَكَثُهُمْ يَرْجِعُونَ Segolongan (lain) dari Ahlí Kitab berkata (kepada sesamanya): "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran). (Q.S. Ali 'Imraan [3]]: 72)

Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan Wajhu, dengan difathahkan lalu disukunkan jamaknya أوَجَوْهُ, yakni tiap-tiap sesuatu yang dengannya ia menghadap. Dan wajhul insaan ialah apa yang digunakan untuk menghadap bermula dari

kepalanya yang mencakup kedua mata, mulutnya, pipinya yang memanjang yang terbentang mulai dari kening hingga dibawah janggut. Sedangkan épi, dengan didhammahkan wawu-nya dan dikasrahkan, ialah al-jihatu, yakni tempat atau pikiran yang dipergunakan utuk menghadapkan arahnya. di ataranya arah kiblat (jihatul-qiblah), madzhab pemikiran, idiologi (jihatun-nazhri). 1

Firman-Nya, اَيْنَنَا يُوْجَهُهُ لَا يَأْتِ بِعَيْرٍ (Q.S. An-Nahl [16]: 76) Maka, Yuwajjihi maksudnya ialah mengutusnya ke arah tertentu dari jalan. Dikatakan وَجَهْتُ الْ مَوْضِعِ كَذَا فَتُوَجُهُ الْيَهِ, yakni "saya mengarahkannya ke suatu tempat, lalu dia mengarah kepadanya".<sup>21</sup>

Sedangkan Wajhun berarti perhatian, dan زخه أبيكام: Perhatian ayahmu. Sebagaimana firman-Nya: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. (Q.S. Yusuf [12]: 9)

Adapun kata wajhun yang menunjukkan arti muka, wajah, sekaligus gambarannya di antaranya dinyatakan:

- 1) Wajah yang berduka, seperti firman-Nya, وَإِذَا وَمُوكَظِيمُ (Q.S. An-Nahl [16]: 58) Maka, Wajhuhu muswaddah dikatakan bagi orang yang mendapat musibah, wajahnya hitam padam karena berduka cita". Dan bagi orang yang mendapat kegembiraan dikatakan dengan wajahnya bersinar terang".
- 2) Wajah berseri-seri, seperti firman-Nya, وَجُوهُ لَّ Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 22); dan Firman-Nya, وَجُوهٌ يَوْمَنِهُ مُسَفِرَةٌ Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan riang gembira. (Q.S. 'Abasa [80]: 38)
- 3) Wajah muram, wajah orang-orang berdosa, seperti firman-Nya, نَوْفُجُوهُ يَوْمَنْدِبْاسِرَةٌ dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu muram (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 24); dan firman-Nya, قَوْجُوهٌ يَوْمِنْدِ عَلَيْهَا غَيْرَةً Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup oleh kegelapan. (Q.S. 'Abasa [80]: 40); dan firman-Nya, يَعْانُوا بِعامِ كَالَيْلِ يَشُويِ الْوَجُوهِ Mereka diberi

55Ô.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 95.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 32; Ar-Raghib, Op. Crt., hlm.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab wawu him 10415.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi jilid 3 juz 8 hlm. 100.

<sup>1.</sup> Mu'jam Lughatui Fuqaha', hlm. 470.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 113.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 29)

السم Al-Maraghi menjelaskan bahwa وَيَشُوي الْوَجُوهُ, adalah membuat wajah menjadi matang. Seperti keadaan sesuatu bila disajikan sebagai minuman, karena sangat panasnya. الإعلان Yakni keadaan orang-orang kafir di neraka (muram, gelap) dan bagi orang mukmin di surga wajahnya berseri-seri, ceria.

4) Wajah yang terhina, dan tertunduk, seperti firman-Nya, وَجُودُنِوْمَيْنِ خَاشِعَةُ Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 2)

Adapun wajhun yang menunjukkan kepada arti "ridha", di antaranya شهوبة وخية أنه , berarti keridhaan Allah. Seperti firman-Nya, إيَّهَا وَهِهَ الله Mencari keridaan Allah. (Q.S. Al-Baqarah; [2]: 272), seperti menafkahkan harta semata-mata karena mengharap ridha Allah.

Di dalam surat Ar-Ruum, juga dinyatakan: Berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. (Q.S. Ar-Rum [30]: 38); begitu juga firman-Nya, المستنف وَحَيِّهِ الله Aku menyerahkan diriku kepada Allah. Yakni, bentuk penyerahan total. Arti selengkapnya ayat tersebut, berbunyi: Kemudian jika mereka mendebat (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 20) Baca Salama, Islam.

Begitu juga firman-Nya, ابتغاء وجه ربه الاغلى Mencari keridaan Tuhannya yang Mahatinggi. (Q.S. Al-Lail [92]: 20); dan firman-Nya, وأقينوا وْجُومْكُم (dan katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 28); dan firman-Nya, أَنْدِينَ يَدْعُونَ رَبُهُمْ بِالْغُدَاةِ وَالْعَبْيِ بُرِيدُونَ (Orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 28)

1. fbid, jilid 5 juz 14 hlm. 95.

Imam Al-Maraghi menyatakan, wajhahu adalah ridha Allah dan ketaatan pada-Nya. Karena, orang yang rela kepada seseorang, maka ia menyambutnya. Sedang orang yang marah kepada orang lain, ia akan berpaling dari padanya.<sup>1</sup>

## (وَجْهَهُ) Wajha-hu

Keterangan

Wajha-hu (ونجة). Maknanya Allah Swt. yang bersifat baqa' (kekal); kata wajhahu termasuk wilayah keimanan kepada-Nya. Dasar umum yang dapat dipahami adalah: tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, "berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan tentang Zat-Nya".

Ayat di atas hendak menjelaskan bahwa siapa saja yang menyembah Allah dengan menyertakan tuhan-tuhan yang lain maka tuhan-tuhan tersebut pasti binasa; sedang yang menyembah Allah maka ia tidak akan merugi. Sufyan menyatakan: Maknanya adalah hendaklah menyembah Allah untuk mendapat ridha-Nya dan terus mendekatkan diri, bukan menyembah karena riya, dan menyembah karena ditujukan kepada manusia. <sup>21</sup> Dan initah hakekat menyembah, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Al-Ghazali:

"Ibadah bukanlah bentuk ketaatan karena paksaan atau tekanan, melainkan dorongan rasa ikhlas, ridha dan kecintaan; ibadah juga bukan ketaatan karena bodoh dan karena tak sabar, melainkan atas dorongan pengertian". 31 Baca Riya', Wajhu.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 5 juz 15 hlm. 140

Al-'Ayınıi, Al-Imam Al-'Aliamah Badaruddin Abi Muhammad Mahnuddin (w. 855 H), Umdatul Qeoru Syarah Shahh Al-Bukhari, juz 19 him. 158; Cet. Ke-1, tahun 2004 M/1224 H, Daar Al-Inyaa' Al-Turats Al-'Arabiv, Berrut-Libanon.

Muhammad Al-Ghazali, Fighu Sirgh (Penerjemah: Abu Laila, Muhammad Thahir), hlm. 331. tahun 1985, Al-Ma'aril-Bandung.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(وجْهَةٌ) Wijhatun

Firman-Nya, وَخِنُهُ مُونَوَلَهُا Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang menghadap kepadanya. Arti selengkapnya: Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari Kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148)

Keterangan

Wijhatun: kiblat. Ayat di atas menjelaskan bahwa masing-masing umat, Yahudi, Nasrani mempunyai kiblat sendiri-sendiri, tidak dapat dicampur aduk dan diserupakan. Ayat di atas juga dimaksudkan bahwa kiblat adalah ketetapan Allah SWT; dan pengertian yang dapat diambil adalah memacu masing-masing diri untuk beribadah dan mengumpulkan kebaikan; masing-masing umat kelak akan sibuk dengan pertanggungjawabannya sendiri-sendiri.

Sedangkan وَجِهَا adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kemuliaan. المحافظة Seperti firman-Nya, المُنْهَا وَالْاَجْرَةَ وَبِينَا لِيَ النُّمُنِّا وَالْاَجْرَةَ وَبِينَ المُمْرَيِّنَ مُرْبَمَ وَجِهَا لِيَ النُّمُنِّا وَالْاَجْرَةِ وَبِينَ (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 45) Maka, wajiihan yang dimaksud ialah Isa putra Maryam.

Dan firman-Nya, پَاأَيُهَا اللَّهِ مَا مَنُوا لَا تَكُونُوا كَالْدِينَ (Q.S. Al- افْوَا مُوسِنَى فَيْرَاّهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وْكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِهَا (Q.S. Al- Ahzab [33]: 69) Maka, wajiihan yang dimaksud ialah Musa a.s.

## (الْوَاحِدُ) Al-Waahid

Firman-Nya, يَاصَاحِنِي النَّبِيَّةِنِ ءَأَرُبُاتُ مُنْقَرَقُونُ خَيْرًا مِ اللَّهُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْقَهَانُ الْمُعَالِّمُ المُعلَّمِي الْمُعَالِّمُ المُعلَّمِينُ الْمُعَالِّمُ المُعلَّمِينُ الْمُعَالِّمُ المُعَالِّمُ المُعَالِّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ الْعُلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلَمِي المُعلَمِي المُعلَمِي المُعلَمِي المُعلِمُ المُعلَمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلَمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ المُعلِمُ

Keterangan

Al-Wahdah artinya al-infiraad (sendiri). Dan al-waahid pada hakikatnya ialah sesuatu yang tidak bisa dibagi tagi. Di antaranya matahari disebut فاجدة karena bendanya sendiri (hanya satu) tidak ada yang membandinginya.

1. *Ibid*, jilid 1 juz 3 hlm. 153

Sedangkan *al-waahid* pada ayat di atas adalah sifat Allah, "Yang Esa"

Di beberapa tempat kata al-waahid alqahhaar dimuat, di antaranya:

- 1) الْوَاجِدُ الْهُانِ sebagai bantahan kepada yang beranggapan bahwa Allah mengambil anak. Seperti firman-Nya: Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-Nya. Mahasuci Allah. Dia-lah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (Q.S. Az-Zumar [39]: 4)
- 2) الوَاحِدُ الْفَهَازَ sebagai penegasan yang menunjukkan kepemilikan-Nya. Seperti dinyatakan: (yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (Q.S. Al-Mukmin [40]: 16)

Dan kata waahid, yang menyifati ke-Esaannya, dinyatakan, إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْنِي بَرِيءٌ مِثَا Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). (Q.S. Al-An'am [6]: 19); dan firman-Nya, وَالِكُنَا وَالْمُكُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْهُ مُسْلِعُونُ لِلْهُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُ لِلْمُسْلِعُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ لِلْمُسْلِعُونُ

Sedangkan firman-Nya, إِنْ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدُ(1) يَرْدُونِ الْأَرْضِ (Q.S. Shaad [38]: 3-4) yakni nada sumpah bahwasanya Dia-lah Allah Swt. yang tidak ada tuhan selain Dia sebagai penguasa langit dan bumi. <sup>11</sup> Baca Ahad.

Adapun بواجِدَةِ: Satu hal saja. Yakni kata yang menunjukkan kepada makna penegasan (taukid), sekaligus pembatas (til-hashr), artinya tidak lebih dari satu. Sebagaimana firman-Nya: Katakanlah: Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas

<sup>1.</sup> Tofsir Ibnu Kotsir, jilid 4 hlm. 5 Sedangkan مرحدة dengan difathahkan wawu-nya dari wahada. Yang berarti menggabungkan antara satu bagian dengan bagian lain yang disertar dengan kecintaan (مارة الأمام). Misahya wahdatul muslimin (kesatuan umat Islam). Mu'jom Lughatul Fuqaha', hlm.



Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'an, hlm. 551, tentang penjelasan kata wahada ini, lihat penjelasan Imam Ar-Raghib.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

•

berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. (Q.S. Saba' [34]: 46)

## (الْوُحُوشُ) Al-Wu<u>h</u>usyu

Firman-Nya, يَوْهَا الْوُحُومِيْنَ خَصْرِتُ Dan apabila bintang-bintang liar dikumpulkan. (Q.S. At-Takwiir [81]: 5)

### Keterangan

Al-Wahsyu adalah tawan dari manusia (alinsaan). Dan dinamakan makhluk-makhluk yang tidak ada unsur kemanusiaan dengan manusia sebagai wahsyan. Sedang bentuk jamaknya adalah wuhuusyun.<sup>1</sup>

## (ٱلٰۡوَحُٰنُ) Al-Wa<u>h</u>yu

Firman-Nya, بَانْرَيْكَ أَوْمِي لَهَا karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. (Q.S. Az-Zalzalah [99]: 5)

### Keterangan

Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa dibaca أَوْحَى إِلَيْهِ وَوْحَى إِلَيْهِ. Dikatakan: وَوْحَى إِلَيْهِ وَوْحَى إِلَيْهِ وَوْحَى إِلَيْهِ Dikatakan: وَوْحَى إِلَيْهِ وَوْحَى إِلَيْهِ وَوْحَى أَلِيْهِ وَوْحَى أَلِيْهِ وَوْحَى لِلْهِ semuanya mempunyai arti yang sama, yakni berbicara dengan cara rahasia, atau memberi ilham kepadanya, seperti firman-Nya, وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّعْلِ أَنِ Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarangsarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". (Q.S. An-Nahl [16]: 68)

Terdapat beberapa makna seputar kata Alwahyu di sejumlah ayat, antara lain:

- Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 551.
- Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 166.
- 3. Tafsir Ai-Maraght, jilid 10 juz 30 hlm. 218.

- Al-Wahyu berarti ilham, seperti firman-Nya, إِذْ أَوْمَئِنَا إِلَى أَنِكَ مَا يُوحَى; Yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. (Q.S. Thaaha [20]: 38)
- Al-Wahyu berati kalam Jibril a.s., seperti firman-Nya, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْك : dari perkara-perkara gaib yang Kami wahyukan kepadamu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 44); (Q.S. Yusuf [12]: 102)
- 3) Al-Wahyu berarti bertemunya pengertian di dalam jiwa, seperti firman-Nya, عُلْنَ إِنْنَا إِنْهُ وَاحِدٌ عَلَىٰ إِنْهُ وَاحِدٌ Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 110)

## (وُداً) Wuddan

Firman-Nya, إِنْ النَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا المَسَالِخَاتِ سَيَجْعَلَ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ketak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. (Q.S. Maryam [19]: 96)

### Keterangan

Dikatakan: وَدُهُ عِوْدُهُ وَوُدَا وَوَدَادُا وَوَدَادُةُ وَمَوَوَدُهُ وَمُودَةُ وَمَا yakni وَدُدُهُ (mencintainya). Dan dikatakan: أَخَبُهُ (aku mencintainya). Dan juga berarti تُعَنَّاهُ (menganganangankannya), dikatakan: وَدَدُتُ لِيَفُعَلُ كُذَا (aku mengangan-angankan untuk mengerjakannya seperti ini). الله المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة ال

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa al-waduud adalah yang mencintai kekasih-kekasih-Nya dan Yang Mengasihi mereka dengan pemberian ampunan-Nya atas dosa-dosa kecil yang mereka lakukan.<sup>2</sup>J

Disebutkan di ayat lain dua sifat Allah yang berdampingan, di antaranya:

1) رَحِمْمٌ وَدُوْدُ: Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Yakni berkenaan dengan memohon ampunan kepada-Nya. Seperti dinyatakan: Dan Mohonkanlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. (Q.S. Huud [11]: 90)

Menurut penyusun kitab At-Tashiil bahwa al-wahyu mempunyai empat macam arti, antara lain; 1). Al-wahyu berarti kalam iibril yang disampaikan kepada para nabi, misalnya nuuhiy liohiim, 2). Al-wahyu berarti ibrim, misalnya, wa augaina ila ummi musa, 3). Al-wahyu berarti bertemunya pengertian yang terdapat dalam jiwa, misalnya, biranan rabbuka auho laha, dan 4). al-wahyu berarti al-isyarat, misalnya, fa-anbi ilaihim an sobbahuu bukroton wa osyiyya. Lihat, Tafsir al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 150; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 552; dan di dalam Mu'jam yag lain disebutkan bahwa wahyu, dengan disampaikan dalah masdar dari, yakin sebap yang disampaikan kepada yang lain agar mengetahuinya. Dan juga berarti apa yang disampaikan oleh Allah Swit. kepada para nabi denga perantaraan malaikat atau tanpa perantaraannya. Uhat, Mu'jam Lughatul Fuqoha', hlm. 471.

<sup>1.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab wawu him. 1020.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 104.



 الغفوز الوذؤذ (الفؤؤذ : Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Berkenaan dengan pemberian balasan surga yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. (Q.S. Al-Buruuj [85]: 11, 14)

Terdapat perbedaan antara kata waduud dan hubbun; kata waduud adalah kecintaan dari Allah, oleh karenanya Allah mempunyai nama al-waduud, "Maha Pengasih". Sedang hubbun adalah kecintaan yang datang dari diri manusia sendiri yang tertuju pada harta anak dan bentukbentuk keduniaan lainnya. Baca Hubb.

## (وَدُعَ) Wada'a

Firman-Nya, ناوذعك زبك ؤما قال : Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak (pula) membenci kamu. (Q.S. Adh-Dhuhaa [93]: 3)

### Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa dikatakan, maknanya seperti khalaituhu ودُعت فلانأ (aku meninggalkannya). Dan kata wadda'a dikinayahkan sebagai tempat tinggal mayit (petimayit, kuburan). <sup>1</sup> Kata wadda'aka. dengan diringankan bacaannya berasal dari ودغ يذغ, dan adalah يُوذِعُ, dibuang *wawu-*nya lalu dibaca بَدَعُ, kemudian bentuk perintahnya (fi'il 'amr) da' (دَغَ), yakni أَنْرَكُهُ, "tinggalkanlah".2) Adapun al-mustawdi'u adalah tempat titipan, yaitu apa yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk kemudian diambil kembali.31 Seperti يُوهُو الَّذِي أَنْسُأَكُمْ مِن نَفِس وَاحِدةٍ فَمُستَقَرُّومُسْتُودٌ عُ dinyatakan, وُهُو الَّذِي أَنْسُأَكُم dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. (Q.S. Al-An'am [6]: 98)

## (اَلْوَدُقُ) Al-Wadqu

Al-Wadqu: al-mathar (hujan). Sebagaimana firman-Nya, غترى الْوِدَق يَغْنَيْ مِنْ جِلالهِ Maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celahcelahnya.... (Q.S. An-Nuur [24]: 43); (Q.S. Ar-Ruum [30]: 48)

## (اَلْوَادِي) Al-Waadiy

Firman-Nya, الم ثَوْرَ أَيْهَمْ فِي كُلُّ وَادِ بِهِيمُونُ: Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah.... (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 225)

### Keterangan

Menurut Ar-Raghib, asal al-waadiy ialah tempat mengalirnya air, dan di antaranya tempat yang memancar dari antara dua gunung disebut waadiy, dan bentuk jamaknya adalah أَوْدِية (audiyah). المَّا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعَالِينِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلِي الْمُعَلِيلِينَا الْمُعَالِي الْمُع

Adapun *Waadin-namli* artinya lembah semut; sebuah lembah yang terdapat di negeri Syam.<sup>21</sup> Seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya: خَيُّ إِذَا أَثُونَا عَلَى وَادِ النَّمَانِ (Q.S. An-Naml [27]: 18)

## (وَذُرّ) Wadzara

Firman-Nya, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَنْذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ عَنْدَا: Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir di bumi ini. (Q.5. Nuh [71]: 26)

### Keterangan

Berkenaan dengan ayat tersebut, berikut ini dialog seseorang yang menanyakan kepada Imam Al-Fakhru Razi perihal pengertian ayat tersebut:

Bagaimanakah bisa diketahui bahwa Nabi Nuh a.s. dapat mengatakan seperti itu terhadap kaumnya? Kami jawab, yakni dengan cara istiqra' (perenungan dan penelitian secara seksama) karena Nabi Nuh a.s. tinggal bersama-sama dengan mereka setama 950 tahun, maka dengan sendirinya Nuh a.s. benar-benar menguasai tabiat, perilaku kaumnya. Sebagaimana seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Nuh a.s. dan

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'an, him 554.

<sup>2 &</sup>quot;Umdatul Qaarii"syorh Sahih Al-Bukhari , Juz. 1 hlm. 284.

<sup>3.</sup> Tofsir al-Moraghi, plid 3 juz 7 hlm 196.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 18 hlm. 117, Ar-Raghib, Op. Cr., hlm. 554; Shohih Al-Bukhori, jilid 3 hlm. 177.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mulradot Alfaozhil Qur'an, hlm. 555.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jitld 7 juz 19 hlm. 126





Nuh mengatakan, "Wahai anakku, hati-hatilah dengan orang ini, karena ia adalah pendusta". Dan begitulah, bahwa ayahku telah berwasiat seperti itu padaku. Lalu bapakknya meninggal dunia. Maka tumbuhlah generasi yang meneruskan hidupnya hingga ia menjadi dewasa dan tak ada perubahan tingkah laku seseorang kepadanya. Oleh karena itu, pantaslah kalau Nabi Nuh a.s. berkata kepada Tuhannya, dengan doa: *Wa Laa Yalid illa Faajiran Kaffaran*. <sup>1</sup>

Adapun firman-Nya, ثنيقي ولا تذر Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 28). Dikatakan, فَلان , yakni si fulan meninggalkannya karena sedikitnya persiapan (bekal) dan tidak dipakai apa yang telah berlalu. Sedang firman-Nya, وَنِي وَمِنْ خَلَفْتْ وَحِيدًا (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 11), maknanya, biarkan aku menghadapinya, karena aku melindungimu dari padanya.

### (وَرَاءٌ) Wara-a

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa الكوزاء adalah waladul-walad (anak cucu), dan untuk arah dan posisi menghendaki arti baik di belakang maupun di depan, seperti firman-Nya, مِنْ وَزَاء (Q.S. Ibrahim [14]: 16), yakni, نَمْمُهُ وَوَنْدُعُمُ اللهُ (di hadapannya). أَ Dan di belakang seperti firman-Nya, الماد وَوَانْدُكُمُ طَهُولًا ...sedang Allah telah jadikan sesuatu terbuang di belakangmu. (Q.S. Huud [11]: 92)

### (وَرِثَ) Waratsa

Firman-Nya, ثَمْ اَوْرِيْنَا الْكِيْنَ الْدِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orangorang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami. (Q.S. Fathir [35]: 32)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa perpindahan milik kepada anda dari selain anda tanpa adanya aqad (perjanjian) dan tidak pula berjalan sebagaimana yang berlaku pada aqad. Dan dinamakan perpindahan itu dari mayit, sedangkan untuk memperoleh harta yang diwarisi dikatakan dengan ميرات و إرت dan غرات asalnya فرات العسم dengan alif dan ta'. المرات و المرات العسم dengan alif dan ta'. المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم المرات العسم العسم العسم المرات العسم المرات العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العسم العس

Adapun firman-Nya, وَانْتُ خِبْرُ الْوَارِيْنِ: Dan Engkaulah waris yang paling baik. Arti selengkapnya: Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 89)

Maksudnya, andaikata Tuhan tidak mengabulkan doanya, yakni memberi keturunan, Zakariya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah waris yang paling baik.<sup>21</sup>

Berikut maksud kata waraysa yang tertera di sejumlah ayat:

- 2) Firman-Nya, مِنْ وَرَثُهُ جَنْةِ النَّبِيمِ (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 85): Termasuk orang-orang yang menikmati surga dan kebahagiaannya, sehingga hal itu menjadi keuntungan bagi mereka, sebagaimana orang-orang yang menikmati warisan di dunia.<sup>4</sup>
- Firman-Nya, وَوْرِتْ سَلَيْمَانُ وَاوْد (Q.S. An-Namt [27]: 16) maksudnya ialah Sulaiman menggantikan kedudukan Daud dalam kenabian dan kerajaan.<sup>5]</sup>

Mengenai ayat ini Qatadah mengatakan, Sulaiman mewarisi kenabian, kerajaan, dan ilmu Daud, serta diberi apa yang diberikan kepada Daud. Tambahan yang diberikan Allah

<sup>1</sup> Lihat, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 454-455.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaezhil Qur'an, hlm. 555.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 128; Mu'jom Mufradat Allaathil Qur'an, hlm 555.

<sup>4.</sup> Mu'jom Al-Wasnth, juz 2 bab wawu hlm. 1023; Az-Zamakhsyari malaskan bahwa sebagaimana dikisahkan ketika seorang Arab Badur darialskan bahwa sebagaimana dikisahkan ketika seorang Arab Badu itarsebut menjawat: ما فقط المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة من قواد المنافظة منافظة المنافظة منافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة ال

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an , hlm. 555.

<sup>2.</sup> Depag. Al-Qur'an don Terjemohnyo, catatan kaki no. 970 hlm. 506.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 64.

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 19 hlm. 73 5. *Ibid*, jilid 7 juz 19 hlm. 126.



kepada Sulaiman ialah penundukan angin dan setan-setan. Sulaiman lebih besar kerajaannya dibanding Daud, dan lebih pandai dalam menghukumi, sementara Daud lebih kuat beribadah dibanding Sulaiman, di samping sangat mensyukuri nikmat Allah Swt. <sup>1</sup>

(Maryam) وَنُرِئُهُ مَا يَقُولُ وَنَأْتِينَا قَرَدًا ,Maryam وَنُرِئُهُ مَا يَقُولُ وَنَأْتِينَا قَرَدًا [19]: 80) Maka wa naritsuhu maa yaquulu, maksudnya ialah Kami akan merampas kematiannya dengan perkataannya mengambilnya seperti pewaris mengambil warisannya. Maksud apa yang dikatakannya ialah indikasi dan manifestasinya, yaitu harta dan anak yang diberikan kepadanya di dunia.21 Yakni, sesuai dengan kehendaknya; dan pengertian yang sama dapat ditemukan وَأُوْرَثُنَا الْأَرْضَ نَتَبُواً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ di dalam firman-Nya, وَأُوْرَثُنَا الْأَرْضَ نَتَبُواً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نشاز: Dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. (Q.S. Az-Zumar [39]: 74)

### (وَرُدُ) Warada

Firman-Nya, وَإِنْ مِنْكُمْ اِلاَ وَارِدُما Dan tidak seorangpun dari padamu melainkan mendatangi neraka. (Q.S. Thaaha [20]: 71)

### Keterangan

Al-Wardu, asalnya menuju ke tempat air, kemudian dipakai dalam hal lain, dikatakan: وَوَدَا اللهُ مُؤْرُونًا لَا اللهُ مُؤْرُونًا لَا اللهُ مُؤْرُونًا لَا اللهُ مُؤْرُونًا لَا اللهُ مُؤْرُونًا لَا اللهُ مُؤْرُونًا لَا اللهُ مُؤْرُونًا لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

Adapun firman-Nya, وَلَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيِنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمُّةً (Q.S. Al-Qashaash [28]: 23) yakni sampai ke suatu tempat di mana mereka minum di dalamnya. Asy-Syaukani menjelaskan bahwa

terkadang dipakai untuk arti "masuk ke suatu tempat", dan terkadang untuk arti "sampai kepadanya meski tidak masuk", dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.<sup>11</sup>

Adapun firman-Nya, نۇنىئىم وردا Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. (Q.S. Maryam [19]: 86)

Maka Wirdan dalam ayat tersebut dimaksudkan dengan sambil berjalan kaki dengan hina, seakan mereka kambing yang digilir ke air.<sup>2</sup>]

## (وَزُدَةً) Wardatan

Wardatan: Merah mawar. Yakni yang merah merekah. المجتمع Sebuah kata yang menyatakan keadaan bila langit terbelah. Sebagaimana firman-Nya, فَإِذَا السَّفَاءُ فَكَانَتُ وَزَدَةً كَالبَمَانِ (Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak). (Q.S. Ar-Rahman [55]: 37)

## (اَلْوَرِنْدُ) Al-Wariid

Firman-Ñya, وَنَحْنَ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Q.S. Qaaf [50]: 16)

Keterangan

Al-Wariid ialah urat yang menghubungkan limpa dan jantung sebagai tempat mengalirnya darah.<sup>4</sup>

## (وَرَقٌ) Waraqun

Firman-Nya, وَمَا يَسْفُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهِ Dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. (Q.S. Al-An'am [6]: 59)

Keterangan

Ar-Raghib menjelaskan bahwa kata نُورَاق adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah وَرَفْتُ الشَّهِرَةِ, Dan dikatakan, وَرَفْتُ الشَّهِرَةِ, berarti saya mengambil daun pepohonan. <sup>51</sup>

## (وَارِقٌ) Waariqun

Firman-Nya, هَاتِعَنُواْ أَحَدُكُمْ بِوَرِفِكُمْ هَذِهِ Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke

<sup>5.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 557.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 127.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 80.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 556.

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 556.

<sup>1.</sup> Asy-Syaukani, Fathul Qodir, plid 4 hlm 165.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 82, Mu'jam Mufradot Alfaazlul Qur'an, hlm. 556.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 557.

<sup>4.</sup> Ibid, hlm. 557.

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kota dengan membawa uang perak mu ini. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 19) **Baca** Al*-Kohfi (Ash<u>h</u>aobul-Kahfi)* 

Keterangan

السه Al-Maraghi menjelaskan bahwa بَوْرِفِكُمْ ialah perak, baik yang sudah dicetak ataupun belum. المحج Ar-Raghib menjelaskan bahwa dan أَنْوِينُ (dengan dikasrahkan) berarti dirham (addaraahim). Dan dikatakan, وَرَقٌ وَورِقٌ وَورِقٌ اللهِ seperti halnya kata وَرَقٌ وَورِقٌ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

## (اَلْوَرَى) Al-Waray

Firman-Nya, يَتُوَارَمِنَ الْقَوْمِ la menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang sampai kepadanya. (Q.S. An-Nahl [16]: 59)

Keterangan

Yatawaara pada ayat tersebut maknanya menyembunyikan diri. Telah menjadi adat mereka pada masa jahiliyah untuk menyembunyikan diri ketika tampak tanda-tanda istrinya akan melahirkan. Jika diberi tahu bahwa istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia merasa gembira, tetapi jika diberi tahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia berduka cita dan tetap menyembunyikan diri selama beberapa hari, untuk mengatur rencana apa yang akan diperbuat selanjutnya.31 Dan dikatakan, وُرِيَ الشَّيِّيُّ, yang berarti sesuatu yang ditutup-tutupi.41 Seperti peristiwa yang menimpa Adam dan Hawa agar menampakkan auratnya, .Q.S) فَوَسَوْمَنَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبُدِئَ لَهُمَا مَا وُورِئَ عَفِّهُمَا مِنْ سَوَأَتِهِمَا Al-A'raaf [7]: 20)

## (وَزَرَ) Wazara

Firman-Nya, وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِلْرَا أَخْرَى Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. (Q.S. Al-Israa' [17]: 15)

Keterangan

Al-Wizru: kesalahan dan dosa. Dari katakata itu orang mengatakan, wazara-yaziruwaaziran wa waaziratun, "jiwa yang berdosa". <sup>5</sup>1

1. Tafsir Al-Maroghi, jilid 5 juz 15 hlm. 124.

557.

Firman-Nya, وَدُوا (Q.S. Thaaha [20]: 100) maka, Al-wizru ialah وَدُوا (Q.S. Thaaha [20]: 100) maka, Al-wizru ialah beban berat, maksudnya siksaan yang memberati orang yang memikulnya. <sup>11</sup> Begitu juga firman-Nya, وَوَضَهُمْنَا عَنْكَ وَرُوكَ. (Q.S. Alam Nasyrah [94]: 2)

Sedangkan firman-Nya, أَوْرَارًا مِنْ رَبْتَةُ الْفَوْمِ Beban-beban dari perhiasan kaum itu. (Q.S. Thaaha [20]: 87); maka *auzaar* sebagai kata yang bernuansa sejarah dimaksudkan bahwa mereka disuruh membawa perhiasan dari emas kepunyaan orang-orang Mesir, lalu oleh Samiri dianjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakan dalam suatu lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu.<sup>21</sup>

Firman-Nya, وَلَا نَوْرُ وَارْزَةً وَلْرَا أَخْرَى. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Q.S. Al-An'am [6]: 164). Kata نُورُزُرُ adalah bentuk mufrad (tunggal), dan bentuk jamaknya وَزَرُهُ artinya beban yang berat. Dikatakan وَزَرُهُ bila membebani punggungnya. 3)

Berikut makna kata wizru dan wazar yang tertera di sejumlah ayat:

- 1) Wizru dengan makna mutsqalah, "beban dosa". Firman-Nya, وَلا نَرْزُ وَارْزَةٌ وَلِزُرَا أَخْرَى وَإِنْ تَدُعُ مُنْقَلَةٌ can orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika orang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikulnya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggil itu) kaum kerabatnya. (Q.S. Fathir [35]: 18)
- 2) Wazar, yang berarti tempat berlindung (alhishaanu). Seperti bunyi ayat: گَذُلَا وَرَزَ Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 11) yakni, La wazara berarti la hishnun (tidak ada perlindungan). الخفرة "tempat berlindung". Makna ini berasal đari الخِيْل المُالِيّةِ. Yakni gunung yang tak tertembus. Di antaranya ucapan Tharfah:

لَعُمْرِٰى مَا لِلْفَىٰ مِنْ وَرَّدٍ

مِنْ الْمُؤْتِ يَدُرِكُهُ وَ الْكِبْرِ

"Demi umurmu, seorang pemuda tidaklah mempunyai tempat berlindung dari

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradot Alfoazhil Qur'an, hlm. 557.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 him. 95

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 3 joz 8 hlm. 117; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm.

<sup>5.</sup> *Ibid*, jilid **5 juz 15 hlm. 21** 

<sup>1.</sup> *ibid*, jilid 6 juz 16 hlm. 147.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'an Don Terjemahnya, catatan kaki no. 939 hlm. 486.

<sup>3.</sup> *ibid*, jihd 3 juz 8 hlm. 88.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 219



kematian yang menimpanya yang juga menimpa orangtua". <sup>11</sup>

Auzaar, alat-alat perang. Misalnya, وَإِمَّا فَدَاءُ حَتَى Alat-alat perang. Misalnya, وَإِمَّا فَدَاءُ حَتَى الْحَرَبُ أَوْرًا وَمَا
 Atau menerima tebusan sampai perang berhenti. (Q.S. Muhammad [47]: 4)

Dikatakan bahwa أوزارها, dapat juga diartikan dengan "alat-alat perang dan barang-barang berat lainnya", seperti senjata dan kendaraan. Al-A'sya mengatakan:

وَ أُعِدُدَتُ لِلْحَرْبِ أَوْزَ أَرِهَا

رَمَاحًا طُوْلاً وَخَيْلاً ذُكُوْراً

وَ مِنْ نَسَجِ دَاوُد مَوْضُوْنَةٌ

تَسَاقَ مَعَ الْحَي عِيْرًا فَعِيْرًا

"Aku telah mempersiapkan beban-beban perang, yaitu tombak-tombak yang panjang, kuda-kuda jantan. Dan juga rajutan-rajutan Daud bertatahkan manikam (bajubaju perang) yang diserahkan bersama kabilah serombongan demi serombongan".

Kemudian kata wizru dan auzaar pengertiannya menurut agama berarti "dosa", seakan-akan karena beratnya bagi si pemikul dosa, maka ia seperti beban yang memberati punggungnya.<sup>2</sup>

## (وَزِنْرٌ) Waziir

Al-Waziir, kata Az-Zujaj adalah orang yang diminta bantuan pikirannya. المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة الم

## (وَزُعَ) Waza'a

Firman-Nya, وَخَشِرَ لِسُلِيَمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَ وَالْإِنْسِ Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). (O.S. An-Naml [27]: 17)

### Keterangan

Yuuza'uun yang pertama di antara mereka ditahan, agar bertemu dengan yang terakhir di antara mereka, sehingga mereka bersatu dan tidak seorang pun di antara mereka ada yang tertinggal.<sup>1]</sup>

وَيَوْمَ نَحْشُرْمِنَ كُلِّ أَمْةٍ فَوْجًا مِمْنُ , Adapun firman-Nya (27]: 83) يَكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُورْعُونَ

Maka, yuuza'uun dalam ayat tersebut maksudnya bahwa yang pertama dan terakhir di antara mereka ditahan, sehingga mereka bertemu dan bersatu di dalam suasana mendapat celaan dan interogasi. كا المُعَامِنُ السَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونُ dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya). (Q.S. Fushshilat [41]: 19) maka, نَوْزَعُونُ adalah orang yang awal di antara mereka ditahan supaya bertemu dengan orang-orang yang akhir di antara mereka, karena terlalu banyaknya jumlahnya. Yakni, berasal dari kata-kata, كَوْزَعْتُهُ كَوْرَاءُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

Adapun firman-Nya, وقال زَبْ أَوْدِ مُنِي أَنْ أَشْكُرَ بَعْنَدُمْ عَلَى (Q.S. An-Namł [27]: 19) Maka, auzi'nii maknanya mudahkanlah bagiku. الله فلاتا أَوْدَغ , apabila memberikan ilham kepadanya untuk bersyukur. الإجزاع Sedangkan asal الإجزاع adalah gemar terhadap sesuatu (al-ighraa' bisysyai'), dan dikatakan: مَوْلِعُ بِهُ رَعْ بِكُذا , yakni مَوْلِعُ بِهِ (menyukainya). وَالْمُ

## (وَزُنَ) Wazana

Firman-Nya, الله النبي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ وَالْمِرَانَ Allah telah menurunkan Kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). (O.S. Asy-Syuura [42]: 17)

#### Keterangan

Al-Waznu ialah mengetahui ukuran sesuatu. Dikatakan, وَزُنْتُهُ وَلَا وَزِنْهُ وَلَا وَزِنْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونَا وَزِنْهُ وَلَا وَزِنْهُ وَالْمُونَا وَالْمُونَا الله alah sesuatu yang digunakan ukuran keadilan dengan timbangan. Seperti firman-Nya, وَانْرَلْنَا مُعْهُمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ Haman timbangan. Kami telah turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q.S. Al-Hadiid [56]: 25)

<sup>1</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 145; Fathul-Qadur, jilid 5 hlm. 337.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 8 hlm. 91.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihid 7 juz 19 hlm. 15.

<sup>1.</sup> tbid, jilid 7 juz 19 hlm 126.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 him. 21.

<sup>3</sup> Ibid, jihd 8 juz 24 hlm. 118.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 126.

<sup>5.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoozhil Qur'on, hlm. 559.

<sup>6.</sup> An-Nukatu wal 'Uyuun 'oloo Tafsir Al-Maawardi , jilid 5 hlm. 277.

<sup>7.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 559.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapun firman-Nya, وَالْتُوْمَنُ مَنَدُنَاهُا وَالْفَرْمَنُ (Q.S. Al-Hijr [15]: 19) Maka, Mauzuun maksudnya ialah ditentukan dengan ukuran tertentu sesuai dengan hikmah dan maslahat."

## (وَسَطُ) Wasatha

Firman-Nya, وَكَذِلِكَ جِمْلُنَاكُم أَمُهُ وَسِطًا لَنْكُونُوا Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Keterangan

Al-Wasthu: adil dan bersifat tengah-tengah. Lebih dari itu dikatakan ifraathi (berlebih-lebihan). Dan jika kurang dari itu dinamakan tafriith atau taqshiir (terlalu mengekang atau sempit). Kedua sifat terakhir ini sangat dicela. Di antara tiga sifat tersebut, yang paling mulia adalah sifat wasath (pertengahan). Artinya, tidak terlalu berlebihan, tidak keterlaluan dan tidak mengekang. Hal ini seperti dikatan oleh penyair:

كالأطرق قصد الأمور ذميم

"Janganlah berlebih-lebihan dalam suatu hal

tetapi ambillah pertengahan di antara keduanya'

karena tepi dari dua ujung itu adalah sesuatu yang tercela.<sup>2</sup>

Az-Zujaz mengatakan bahwa kata wasathan mempunyai dua arti, yakni 'adlan wa khiyaaran (adil dan tengah-tengah). Kedua lafaz tersebut berbeda tapi mempunyai makna yang sama yakni, adil adalah di tengah-tengah dan di tengah-tengah berarti adil. 'Di antaranya ialah نصلاة الأراضيل Salat wustha. Sebagaimana tertera di dalam firman-Nya: Peliharalah shalatmu dan (peliharalah) shalat wustha. Dan berdirilah (dalam salatmu) dengan khusus'. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 238)

Bahwa penyebutan salat wustha setelah disebutkan lafaz salat secara umum berarti menunjukkan pengkhususan dan pentingnya penjagaan dan perawatan salat wustha. Dan

1. Tofsir Al-Maraghi, jilid 5 jož 14 hlm. 12.

salat wustha adalah salat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Baca 'Adil.

Adapun firman-Nya, فونسطنا به جمعة Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. (Q.S. Al-'Aadiyat [100]: 5), maka, Wasathna atau tawassathna. Dikatakan, أرضط الْفُوَمُ أَسْطَهُمْ وَسُطُ pabila engkau berada di tengah-tengah kaum. المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا

## (وَشَخَ) Wasa'a

Firman-Nya, لا تُكلَفُ نَفْسُ إِلَّا وَسَعَهَا: Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan Al-wus'u (luas) lawan dari adh-dhayyiqu (sempit). Artinya batas kemampuan, yaitu tidak melebihi kemampuan yang ada. Adapun ath-thaaqah pengertiannya ialah akhir derajat kemampuan. Dan tidak ada sesudah itu selain al-a'jaazut-taam yang berarti tidak mampu. <sup>2)</sup> Selanjutnya, betiau menjelaskan bahwa kata النوسخ, ialah apa yang dilakukan oleh manusia ketika dalam keadaan lapang dan mudah, bukan ketika dalam keadaan sempit dan mudah. <sup>3)</sup>

Arti secara umum untuk kata wasa'a dinyatakan di dalam Firman-Nya. وَإِنْ يَتَفَرُقَا يَغَنِ اللهُ كُلّا مِنْ سَغَنِه (كُلّا مِنْ سَغَنِه Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari timpahan karunia-Nya. (Q.S. An-Nisa' [4]: 129)

Adapun dua sifat Allah Swt, yang berdampingan dalam satu ayat, di antaranya:

- 1) نواسعًا خكينا: Mahaluas Karunia-Nya dan Maha Bijaksana. Yakni, berkenaan dengan bersikap adil bagi suami yang mempunyai istri yang lebih dari satu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 129)
- إواسعُ عليمٌ (Yang Mahaluas dan Maha Mengetahui, Yakni, penegasan kekuasaan-Nya sebagai pemilik arah timur dan barat. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 115)
- 3) واسغ المففرة, seperti dinyatakan, واسغ المغفرة (sesungguhnya Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Sebagaimana firman-Nya: (yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan

<sup>2.</sup> Ihid, jilid 1 juž 2 hlm. 4.

على في Bhu Manzhur, Op. Cit., jalid 7 hlm. 431 maddah في الله الماء 3.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilird 10 juz 30 hlm, 221-222.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 1 juz 2 hlm. 184.

<sup>3.</sup> Ibid, iilid 2 juz 5 hlm. 169.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil .Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Yang paling Mengetahui orang yang bertakwa. (Q.S. An-Najm [53]: 32)

## (وَسُقَ) Wasaqa

Firman-Nya, والنيل وما وسنق Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. (Q.S. Al-Insyiqaaq [84: 17)

Keterangan

Dikatakan pula *ibilun mustausiqatun* (إمْسَتَوْسَشَقَصَةٌ), artinya unta yang sedang berkumpul. Penyair mengatakan:

انُ لَنَا قَلَانِصِاْ حَقَانِقا

مُسْتَوْسِفَاتِ لَمْ يَجِدُنَ سَائِقاً

"Sesungguhnya kami memiliki unta-unta dewasa yang sudah terkumpul tetapi tidak ada yang menggembalakannya". <sup>1</sup>

## (اَلْوَسيُلَةُ) Al-Wasiilatu

Firman-Nya, وانتفوا إليه الوسيلة: Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 35)

Keterangan

Kata wasiilah pada ayat tersebut penyebutannya dengan bentuk mufrad (tunggal), yang artinya satu wasilah, dan bentuk jamaknya wasaa'il (ونسابان), "banyak jalan". Maka maksud al-wasiilah pada ayat tersebut adalah Muhammad saw. adalah satu-satunya jalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.<sup>21</sup> Artinya Muhammad saw. layak menduduki posisi al-wasiilah lantaran sederajat dengan adanya pangkat kenabian dan kerasulannya. Menurut Ar-Raghib al-wasiilah ialah menghubungkan sesuatu dengan permohonan yang sungguh-sungguh, dan ia lebih khusus dari pada al-washiilah (dengan memakai shad, yakni perantara) karena al-wasiilah menggabungkan makna kesungguhan.

Hakikat al-wasiilah kepada Allah ialah memelihara jalan menuju kepada-Nya dengan bekal ilmu dan ibadah dan menjaga keutamaan-keutamaan syariatnya seperti mendekatkan diri kepada-Nya. Sedang al-waasil ialah orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah. الاجماع المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا

### (وَسَمَ) Wasama

وَإِذْ نَجْيَنَاكُمْ مِنْ ءَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوءَ ، Firman-Nya (Q.S. Al-Bagarah [2]: 49) الْعَدْاتِ

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Wasaamah pada ayat tersebut maknanya membebankan kepadanya/menimpakan kepadanya.<sup>2)</sup>

## (وَسُوَسَ) Waswas

Al-Waswasah (آئوستوستة), arti asalnya adalah "suara perlahan yang berulang-ulang", dari kata ini maka suara perhiasan dinamakan juga

<sup>2</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 112



Tofsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm 93; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm 560; iam al-Bukhari meriwayatkan bahwa wasaqa adalah kumpula... dari makhluk melata (jama'a min daabbah). Uhat, Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 223.

<sup>2.</sup> Kata wasınlah tersebut berdasa-kan sebuah mwavat yang berbunyı. غز جابر بن عبد فقه أن وسول أفته سلعم قال: من قائل (جون يسمع اللداء: الليم رب عدد الدعوة اللهاجة (المبادة القائمة أن محبدا الوسيلة و القضيلة وابعله مقاماً محسودة الذي وعدته، حلت المشاعدة على المناطقة المتعالمة المناطقة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالم

Dari Jabir bin 'Abdullah bahwa Rasulullah saw bersabda: barangsiapa mengucapkan ketika mendengar suara panggilan (adzan): Ya allah 
Tuhan yang yang mengajak dengan sempurna (panggilan) salat (suatu kewajiban) yang tetap yang dibawa ofeh Muhammad sebagai yang memiliki 
jalan dan keutamaan dan posisikan ia di tempat yang terpuji yang telah 
Engkau janjikan kepadanya, (maka) dia boleh mendapat syafaatku pada 
hari Kamat. 'Umdotul Qoori Syorh Shohih Al-Bukhon, juz 5 htm. 182 hadis 
no. 614, bab 'ad-du'o 'indon nidoo; menurit hadis tersebut terdapat kata 
Muhammudan al-wasiloh. Dan Al-Wasilah tersebut adalah bodal (penggarit), sedangkan syarat bodal adalah adanya unsur "sederajat", "kesetaraan" Yakni Nabi saw. mencapai derajat tersebut dan berhak menjadi olwasilah. Baca Imam Akhdiari, Ilmu bologhah (Terjemoh Jouhor Moknon: 
Ilmu Mo'ani, Boyon dan Bodi'; alih bahasa: H MoCh Anwari, cet. Ke-1 tahun 
1982, PT. Al-Ma'ari-Bandung).

<sup>1.</sup> Mu'jom Mufradot Alfoazhil Qur'an, hlm. 560-561.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



وسُوسَهُ. Adapun waswasah yang muncul dari setan terhadap manusia adalah bisikan buruk yang mereka dapati dalam jiwa mereka, sehingga memandang baik hal-hal yang membahayakan baik terhadap tubuh ataupun ruh mereka. <sup>11</sup>

Maka, kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 20 أَوْمِنَ عَيْمًا مِن سَوَاتِهما) 20 فُوسُوسُ لَيْمًا الشَّغِطَانُ لَيْنِينِ لَهُمًا ما وُورِيَ عَيْمًا مِن سَوَاتِهما) وقالَ مَا يَهاكُما رِيْكُمَا عَنْ هَذِه الشَّجْرَة إِلَّا أَنْ تَكُونَا ملكُيْنَ أَوْ تَكُونَا مِن (الخَّالِينَ وَلَكُونَا مِن (الخَّالِينَ

Maka, Al-Maraghi menjelaskan, bahwa setan menggoda keduanya supaya memandang baik terhadap sesuatu yang membahayakan bagi keduanya (Adam dan Hawa), dan membuat keduanya memandang buruk apabila melihat apa-apa yang lebih suka mereka tutupi, dan agar jangan terlihat dalam keadaan terbuka. <sup>21</sup>

### (واصنًا) Waashiban

Firman-Nya, وله ما في السموات والأرض وله الذين واصبا Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. (Q.S. An-Nahl [16]: 52)

### Keterangan

Al-Washiib ialah yang kekal. 3 Dikatakan: ,tetap, melekat) دام و ثبت yakni ,وصب يصب وُصُونا langgeng, terus-menerus, tak henti-henti) seperti halnya kata .وصب على الامر dan وصب berarti . وصب على الامر (kontinyu). Tarkib ayat di atas adalah tarkib hashr, yang memberi pengertian menghabiskan semua perkara), yang berupa didahulukannya huruf jer lam pada kata lahu, dan disebutkan secara berulang), sebagaimana susunan ayat ച്യൂ نعبد واياك نستعين, yang artinya "hanya". Maksud ayat di atas adalah apa yang ada di langit dan di bumi hanya tunduk dan hanya milik-Nya. A. Hassan menjelaskan bahwa waashib maksudnya Dia-lah yang wajib ditaati dengan tetap. 9 Sedangkan kata yang menyifati azab dinyatakan dengan عدات واصب: Siksaan yang kekal. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 9) yakni, azab yang diperuntukkan bagi setan yang durhaka (syaithaanin maarid), yang berusaha mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat. (ayat ke-7, 8).

### (وَ صِيْدِ) Washiid

Firman-Nya, وَكُلْهُمْ بَاسِطُ دَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ; dan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. (Q.S. Al-Kahfi [18]; 18)

### Keterangan

Al-Washiid: depan pintu gua. 11 Maka bunyi ayat: wa kalbuhum baasithun dziraa'aihi bil-washiiid, maksudnya anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di atas tanah dalam keadaan terbuka, tidak merapat di halaman gua. Demikianlah sebagaimaan tafsiran yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sementara itu, ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-washiid adalah pintu. Sebagaimana ungkapan syair:

بأرض فضاء لأيسد وصيدها

عَلَىٰ وَمَعْرُوفِي مِنَا غَبُرُ مُنْكُر "Di negeri luas lapang. Yang tak pernah tertutup pintunya. Bagiku sedangkan kebaikanku di sana. Diakui semua orang"."<sup>1</sup>

## (وَصِيْفَ) Washafa

وَنِجُعْلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتُصِفَّ , Sedang firman-Nya (26 :[16] (Q.5. An-Nahl) أنسنتُهُمُ الكذب أنَّ لَيْمَ الْخَسَىٰ

Maka, Tashifu alsinatuhumul-kadziba artinya mereka berdusta, seperti dikatakan, غَيْنَا نَصِفُ العِنْهِ السَّارِيَّةِ berarti dia menyihir, dan السَّارِة, berarti dia seorang wanita yang langsing. أ

Adapun firman-Nya, بالخق وزائنا قال رب اخكم (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 112), maka, Ma tashifuun: maksudnya kedustaan yang kalian datangi dan ada-adakan, seperti perkataan kalian: malah dia mengada-adakan (Al-Qur'an), bahkan dia sendiri seorang penyair". (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 51)<sup>4</sup>]

Firman-Nya, وَلا نَقُولُوا لِنَا نَصِفُ السِنتَكُمُ الكَبْب Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang

<sup>1</sup> lbid, jihd 3 juz 8 hlm. 11)

<sup>2.</sup> Ibid. plid 3 juz 8 hlm. 119.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maragin, yılıd S juş 14 hkm 91; Mu jum Muhader Alfauzhii Qur'an, htm. 561.

<sup>4.</sup> Tarth Oumus Al-Muhuth, juz 4 bah wawii hini. 618 maèduh بقر المادة 5. A. Hossan, Tafsir Al-Furqon, cataton kaki no 1769 him. 511, imam. Asi-Syaukani menjelaskan bahwa Asi-Suday, Abu Shalih dan Al-Kalbi berkuta, wooshib edalah ketakutan yang sampai ke han (tantung). Dan terambil dari of washbu yang berarti al-morodhu (sakit). Fathul Qadin jilid 4 him. 387-388.

Tatsir Al-Maraghi, Hid 5 juz 15 h/m. 124; Al-Woshiid adalah oljinadi jamaknya adalah ووسائد وزشند dan dikatakan al-woshiid adalah olbaabu(pintu). Lihat, Shehiih Al-Bukhori, jiha 3 him. 157.

<sup>2</sup> Ibid. phd 5 juz 14 hlm. 129, Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 562.

Ibid plid 5 juz 14 hlm 98.

<sup>4.</sup> Ibid, jihd 6 juz 17 hlm. 78.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



disebut oleh lidah kalian secara dusta.... (Q.S. An-Nahl [16]: 116)

Maka, نصف، sebagaimana mereka mengatakan, له وَجَهُ بَصِفُ الْجَمَالُ وَعَنِنَ تَصِفَ الْسِحْرِ, bahwa, yang mereka maksudkan, ialah dia orang yang tampan dan kedua matanya menggoda orang yang memandangnya, karena wajahnya merupakan sumber keindahan dan matanya sumber godaan serta sihiran, maka seakan ia seorang yang mengetahui tentang keberadaan dan hakekat kedua sumber itu; dia melukis hanya kepada manusia dengan seindah mungkin dan memperkenalkan hanya dengan kesempurnaan lukisannya.<sup>1</sup>]

Selanjutnya, dijelaskan bahwa ungkapan demikian itu disebabkan Allah menjadikan kedustaan seakan suatu hakekat yang tersembunyi, dan perkataan mereka yang dusta menerangkan serta menjelaskan hakekat itu. Karean sifat dengan kedustaan itu, maka seakan lidah mereka adalah hakekat kedustaan, dan dari situlah diketahui sumbernya. Atas dasar ini maka Abu Al-A'la Al-Ma'arri mengungkapkan sebuah bait syairnya:

سَرَى بَرْقُ الْمُعَرَّةِ بَعَدُ وَهُنَ

بات برامة يصف الكلالا

"Kilat Ma'arrah berjalan malam setelah lemah-kemudian bermalam di rumahmelukiskan lelah".

Maksudnya, perjalanan kilat itu melukiskan kelelahannya.<sup>23</sup>

## (ٱلْوَسِيْلَةُ) Al-Wasiilatu

Firman-Nya, وَابِتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 35)

Keterangan

Kata wasiilah pada ayat tersebut penyebutannya dengan bentuk mufrad (tunggal), yang artinya satu wasilah, dan bentuk jamaknya wasaa'il (وسان), "banyak jalan". Maka maksud alwasiilah pada ayat tersebut adalah Muhammad saw., adalah satu-satunya jalan yang dapat mendekatka. diri kepada Allah.<sup>3</sup> Artinya

Muhammad saw. layak menduduki posisi alwasiilah lantaran sederajat dengan adanya pangkat kenabian dan kerasulannya. Menurut Ar-Raghib al-wasiilah ialah menghubungkan sesuatu dengan permohonan yang sungguh-sungguh, dan ia lebih khusus dari pada al-washiilah (dengan memakai shad, yakni perantara) karena alwasiilah menggabungkan makna kesungguhan.

Hakikat al-wasiilah kepada Allah ialah memelihara jalan menuju kepada-Nya dengan bekal ilmu dan ibadah dan menjaga keutamaan-keutamaan syari'atnya seperti mendekatkan diri kepada-Nya. Sedang al-waasil ialah orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah. الاجامة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المن

### (وَصِلَ) Washala

Firman-Nya, مَا خِعَلْ اللَّهُ مَنْ بَحِيزَةِ وَلَا سَائِنَةَ وَلا وَصِيلَةً وَلا عَلَيْهُ وَلا Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa'ibah, wasiilah dan haam. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 103)

Keierangan

Washiilatun (وَصِينَكُ adalah Seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan itu disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala.<sup>2</sup>!

<sup>1.</sup> tbid, plid 5 juz 14 htm. 152.

<sup>2</sup> Hold, plid 5 juz 14 hlm. 152.

<sup>3.</sup> Kata wosiiloh yang merujuk kepada Muhammad saw. adalah berdasarkan sebuah riwayat:

عن جابر بن عبد الله الرسول الله صنعم قال من قال (حزن بسمع النباء: الليم رب هذه الدعوة النا مة و المبلاة القائمة الت محمدا الوسيلة و الفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلث له شفاعي بوم القيامة)

Dari Jabir bin 'Abduliah bahwa Rasulullah saw, bersabda' barangsapa mengucapkan ketika mendengar suara panggilan (adaan). Ya Allah
Tuhan yang yang mengajak dengan sempurna (panggilan) salat (suatu kewajiban) yang tetap yang dibawa oleh Muhammad sebagai yang memiliki
pilan dan keutamaan dan posisikan ia di tempat yang terpuji yang telah
Engkau janjikan kepadanya, (maka) dia boleh mendapat syafaatku pada
hari kiarmat 'Umdotul Qaarii Syarh Shohih Al-Bukhari, juz 5 hlm. 182 hadisno. 614, bab 'ari-du'u 'Indon nidao; menuurt hadis tersebut terdapat kata
Muhammadan al-wosiilah Dan al-wasiilah tersebut adalah badol (pengganti), sedangkan syarat badal adalah adanya unsur "sederajat", "kesetaraan" Yakni Nabi saw mencapai derajat tersebut dan berhak menjadi alwosiilah Baca pengertian badol (pengganti) dalam buku yang disusun oleh
tmam Akhdion: timu bologhah (Terjemah Jouhar Moknun' Ilmu Ma'ani,
Bayan dan Bardi', alih bahasa: H. Moch Anwar, cet. Ke-1 tahun 1982, PT
Al-Ma'ari-Bandung)

<sup>1</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhd Qur'an, him. 560-561.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan kaki no. 451 hlm. 180

# ~**+**@

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Adapunwashshalaberarti "menghubungkan" (menjadikannya bersambung), seperti firman-Nya, وَلَقَدُ وَصَلْنَا لَهُمَ الْقُولُ لَعْلَيْمَ يَعْدُ كُرُونَ. Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al-Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. (Q.S. Al-Qashaash [28]: 51), maka, at-taushiil (bentuk masdar dari وَصَلُ يُوصِلُ عَوْصَلُ يُوصِلُ adalah menghubungkan sebagian potongan-potongan tali dengan sebagian yang lain. Makna ini ditegaskan oleh penyair:

فَقُلْ لِبَنِي مَرُوَانَ مَايَالُ ذِمْتِي بِحَبْل ضَعِيْفِ مَا يَزَالُ يُوَصَّلُ

"Katakanlah kepada bani Marwan, mengapa tanggung jawabku masih saja disambung dengan tali yang lemah". 11

Maksudnya di sini ialah diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap dan terpisah-pisah, yang sebagiannya bersambung dengan sebagian yang lain.

## (وَصِيَّ) Washaa

Keterangan

Al-Washiyyah adalah menyerahkan kepada yang lain yang dengannya ia melakukan (pesan) nya disertai dengan nasihat, diambil dari ucapan mereka, أَرْضَ وَاصِيةٌ, yakni tumbuh-tumbuhan yang terus-menerus bersambung. <sup>21</sup> Sedang attaushiyah sifatnya menunjukkan kepada orang lain hal yang baik dan bermanfaat baginya secara lisan atau perbuatan sebagai amal kebajikan dalam masalah agama atau dunia. <sup>31</sup>

Adapun firman-Nya: وَالَّذِينَ لِمُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَنِدَرُونَ Q.S. Al- (رُوَاجِا وَصِيْلَة لِأَرُوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ Baqarah [2]: 240)

Maka, washiyyatan li-azwaajihim maksudnya ialah Allah menjadikan wasiat itu sebagai penghibur (mata') bagai para istri yang ditinggal. <sup>11</sup> Sedangkan firman-Nya: وَنُواصِوْا بِالْحَقِّ وَنُواصِوْا بِالصَّابِرِ (Q.S. Al-'Ashr [103]: 3), maka, wa tawaashau bil-haqqi maksudnya ialah saling memberi nasehat antarsesama kepada suatu keutamaan dan kebaikannya tidak diragukan lagi. <sup>21</sup> Dan, wa tawaashau bish-shabri: saling mewasiatkan antarsesama kepada sikap sabar. <sup>21</sup> Dikatakan: رُواصِ الْفَوْمِ, apabila sebagian mereka memberikan nasehatnya kepada sebagian yang tain. <sup>41</sup>

Selanjutnya kata washaya, yang berarti "memerintahkan", "mewajibkan", "menetapkan" dimuat di beberapa tempat, antara lain:

- 1) Firman-Nya, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ البَيْنِ مَا وَصَىٰ بِهِ نُوخًا Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 13)
- 2) Firman-Nya, وَمَا وَصَلِنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِينُوا . Dan apa yang telah Kami الدَينَ وَلا تَنفَرَقُوا فِيهِ wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 13)
- 3) Firman-Nya, وَلَقَدُ وَصَيْنِنَا الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابِ مِنْ فَيْلِكُمْ أَنِ الْتُقُوا اللّه نَائِلُكُمْ أَنِ الْتُقُوا اللّه dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. (Q.S. An-Nisa' [4]: 131)
- 4) Firman-Nya, وَوَصَبُنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَبِهِ حَمِلَةَ أَمُهُ وَمَنَا عَلَى وَفَن Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Q.S. Luqman [31]: 14); (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 15)
- Firman-Nya, ووطنينا الإنسان بوالدنه خسنا: dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orang ibu-bapaknya. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 8)
- 6) Firman-Nya, اثَمَ كُنْتُمَ شَهْداءَ إِذْ وَمِبَاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا Apakah kamu menyaksikan di waktu Aliah menetapkan ini bagimu. (Q.S. Al-An'am

562.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 67; Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him, 562

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 218.

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 1 juz 2 hlm 204.

<sup>2</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm, 234

<sup>3</sup> tbid, plid 10 juz 30 hlm 234; Mu'jom Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 562.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoozhil Qur'an, hlm. 562.





[6]: 144) Arti selengkapnya: Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (Yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinannya?" Terangkanlah dengan berdasarkan pengetahuan jika kamu memang orang-orang benar, dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya. Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu?" (Q.S. Al-An'am [6]: 142-144)

7) Firman-Nya, دلكم وصاكم به Demikian diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Arti selengkapnya: Katakanlah: kubacakan apa yang diharamkan atas kamu Tuhanmu. yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibubapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar". Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah

kepadamu agar kamu ingat. Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-An'am [6]: 151, 152, 153)

Adapun washaya yang berarti wasiat, dinyatakan di dalam firman-Nya, قُلَايِسْتَطْيِغُونَ تَوْصِيَةً : lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya. (Q.S. Yaasiin [36]: 50)

Sedangkan مُوْمِن berarti orang yang berwasiat. Sebagaimana firman-Nya, نَوْصِ جَنفا Orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 182)

## (وَصَبُوءَ) Wadhu-a

Lafaz ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. namun ia sebagai tafsiran dari bunyi ayat:.... ناغسنوا وجودكم: Maka basuhlah mukamu.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 7)

Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa وضُوء dengan difathakan wawu-nya dan didhammahkan dhat-nya dari نظف و; yakni bersih, indah (جنل علاق وضوء). Dan juga berarti air yang digunakan untuk berwudhu. Bila didhammahkan wawu-nya berarti menyiram dan membasuh (ghasala wa masaha) anggota badan tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh Pembuat syara' Al-Hakim (Allah Swt.). 1

## (وَضَعَ) Wadha'a

Firman-Nya, وَرَضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْخَوْمِينَ مُشْفِقِينَ الْكَثَابِ فَرَى الْخَوْمِينَ مُشْفِقِينَ الله فِيه وَيَقُولُونَ يَاوَلِنَنَا مَالِ هِنَّا الْكِتَابِ لَا يَغْادِرَ صَغْيرَةً وَلاَ كَيْرِيَّةً الله Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 49)

### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Wu-dhi'al-kitaab dalam ayat tersebut maksudnya

<sup>1.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqoha', hlm 476.

# +

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



adalah kitab setiap orang diletakkan pada tangan masing-masing, ketika dihisab. الما Dan dinyatakan, المُضْعَ وَضِنْعُ وَضِنْعُ الْمَاهُ وَضَغَا وَمُوْمَا وَضَغَا وَمُوْمَا وَضَغَا وَمُوَمَا وَضَغَ اللهُ اللّهُ siirihi). Dan dikatakan: وَضَغَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَبُرُيْنُ, yakni dalah merendahkan orang-orang yang takabbur. Dan dikatakan orang-orang yang takabbur. Dan وُضَعَ المُرَاةُ وَضَعًا وَوُضُعًا وَوَضَعًا وَوَضَعًا وَوَضُعًا وَوَضَعًا لللهُ melahirkan. المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ ا

Wudhi'al-kitaab berarti diberikan buku catatan, seperti firman-Nya, وَوْضِعَ الْكِتَابَ وَحِيَّ بِالنَّبِينِ dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. (Q.S. Az-Zumar [39]: 69)

Firman-Nya, غِينَ النَّبِينَ هَادُوا يُحْرَفُونَ الْكِيْمَ عَنْ مُواضِعِهِ, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. (Q.S. An-Nisa' [4]: 46); (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 13)

Maksud yu<u>h</u>arrifuunal-kalima 'an mawaa-dhi'ihi, ialah mengubah arti kata-kata, tempat atau menambah dan mengurangi. <sup>3]</sup> Sedang منواضة adalah bentuk jamak, dan bentuk mufradnya منوضة. Artinya tempat. Baca Harrafa, Tahriif.

Adapun firman-Nya, وَأَكُوَابٌ مُوْضَوْعَةٌ dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya). (Q.S. Al-Ghaasyiyah [88]: 14)

Maka maksud *maudhuu'ah* pada ayat tersebut ialah disediakan bagi para peminumnya. <sup>4</sup>

Sedangkan Firman-Nya, لَوْ خَرْجُوا فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِئَنَةُ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ يَإِلّا خَيْلًا وَلَأُوضِعُوا خِلالْكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِئَنَةُ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu. (Q.S. At-Taubah [9]: 47)

Maka, Audha'uu dalam ayat tersebut, dikatakan, وَضَعَ الرَّفِل berarti seseorang melompat dengan cepat; dan أَوْضَعَ رَاجِلْتُهُ, berarti mengendarai kendaraannya dengan cepat. الْ

## (وَضَنَ) Wadhana

Firman-Nya, على سُرَرٍ مَوْضُونَةٍ Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 15)

Keterangan

Kata ini hanya dimuat hanya sekali. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa فَوْضُونَةٌ, berasal dari الْوَضَلَّ , artinya "menenun" (menatahkan). Dan bunyi ayat: 'ala sururin maudhunah, adalah dipan-dipan yang bertatahkan emas, berjalin dengan mutiara dan permata. Al-A'sya, ketika menyifati baju perang mengatakan: مُنْكِينَ عَلَيْهِ , yakni, di antara baju perang itu ada yang bertatahkan emas dan mutiara. Ia berjalan menyertai kabilah-kabilah itu kafilah demi kafilah.'

## (وَطَئَ) Watha-a

Firman-Nya, أَشَدُ وَمَلُ : lebih tepat. Arti selengkapnya berbunyi: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. (Q.S. Al-Muzammil [73]: 6)

Keterangan

wath-an artinya "cocok dan sesuai". Ini berasal dari perkatan mereka, وَطَنَهُ فَلانٌ عَلَى كَذَا عَلَى عَلَى الله وَطَلَقَهُ فَلانٌ عَلَى كَذَا عَلَى الله وَالله وَلَمُ عَلَى الله الله وَلَمُ عَلَى الله الله وَلَمُ عَلَى الله الله وَلَمُ عَلَى الله الله وَلَمُ عَلَى الله الله وَلَمُ عَلَى الله الله وَلَمُ الله وَلَمُ عَلَى الله الله وَلَمُ الله وَلَمُ عَلَى الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِم

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa وَمَلَ dengan difathahkan wawu-nya dan disukunkan tha'-nya adalah masdar dari وَظِنَ بَطَلَ الشَيْق (daasahu). Dan juga berarti memasukkan kemaluan ke farji bagian depan atau pun di belakang baik untuk manusia maupun binatang. Di antaranya dikatakan: ومِلْ الفرح و وَمَلُ (memasukkan kemaluan melalui lubang depan dan belakang).

أَنْ تَطَنُّوهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِيَّمْ ,Sedangkan firman-Nya bahwa kamu akan membunuh mereka :مَعْرَةٌ بِغَيْرِعَلُم

<sup>3.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqaha', hlm. 476-477.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid S juz 15 hlm. 155.

<sup>2.</sup> Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab wawu hlm. 1039.

<sup>3.</sup> Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan kaki no. 407 hlm. 160.

<sup>4.</sup> *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 10 juz 30 him. 133; Ar-Raghib, *Op. Cit.*, hlm. 562.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 4 juž 10 hlm. 130.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 27 hlm 135; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 563.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm. 110; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 563.

### ENS!KLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu. (Q.S. Al-Fath [48]: 25)

imam Ar-Maraghi menjelaskan bahwa *Al-wath-*u artinya memendamkan, sedang yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah pembinasaan. Menurut riwayat, Nabi pernah berdoa: "Ya Allah, keraskanlah pembinasaanmu terhadap kaum Mudhar"."

## (وَطَرَ) Wathara

Firman-Nya, غلبا فضى زندٌ منها وطرًا زوجناكها Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 37)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, al-watharu ialah keinginan dan hajat yang terpenting.<sup>2)</sup>

## (وَطَنَ) Wathana

Firman-Nya, اللهُ يِ مَوَاطَن كَثِيرَة Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (hai kaum mukminin) di medan peperangan yang banyak. (Q.S. At-Taubah [9]: 26)

Keterangan

Al-Mawaathiin adalah bentuk jamak dari مُوْطِنٌ, yaitu tempat menetap dan bermukim manusia, seperti negeri. Yang dimaksud di sini ialah berbagai peristiwa dalam peperangan. <sup>31</sup>

### (وَعُدُ) Wa'ada

Firman-Nya, فَعَشُرُوهَا فَقَالَ تَمَثُعُوا فِي دَارِكُمْ لُلالَة الْبَامِ: Mereka membunuh unta itu, maka غَرُنْمُكُنُوبِ Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." (Q.S. Huud [11]: 65)

Keterangan

Al-Wa'du adalah berita yang sudah tertentu waktunya (janji). Jadi, seolah yang berjanji itu berkata kepada orang yang menerima janji itu pada waktunya. Kalau ia benar-benar menunaikan, maka ia adalah orang yang benar. 4

بَل رَعَمْتُم أَلْنَ نَجْعَل لَكُم ،Adapun firman-Nya بَل رَعَمْتُم أَلْنَ نَجْعَل لَكُم ،Q.S. Al-Kahfi [18]: 48) Maka, *Mau'idan*, مَوْعِدًا dimaksudkan saat ketika Kami menunaikan apa yang Kami janjikan, yaitu kebangkitan dengan peristiwa yang mengikutinya. المواتد mau'id, yang berarti hari Kiamat. المواتد وبلك الفرى المنكفاله لم المالوا وجعلنا المناكبية. Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 59)

Al-Wa'du adalah janji khusus tentang kebaikan atau mencakup keburukan kebaikan, dan inilah yang benar. Sedangkan alwa'iid, ialah janji khusus mengenai kejahatan atau keburukan. Adapun disebutkannya apa yang diberikannya kepada penduduk neraka sebagai wa'dun, boleh jadi merupakan ejekan, atau karena terdapat keserupaan, yaitu sama-sama وَمُقُولُونَ مِنْ مِذَا الوَعِدُ ,janji. اَ Sedangkan firman-Nya (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 38) Maka, انْ كُنْتُمْ صادقين al-wa'du artinya janji. Maksudnya, bangkitnya Kiamat.4 Begitu juga al-wa'dul hagq, berarti janji yang benar. Maksudnya, hari Kiamat.<sup>5</sup>] وافترت ,Seperti yang tertera di dalam firman-Nya الوعد الحقُّ فإذا هي شاخصة أبصار الَّذِين كَفَرُوا بِاويلْنَا قَدْ كُنَّا في عَفْلَةٍ (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 97) من هذا بَل كُنَا طَالِمِن

Adapun al-wa'dul hasan, maksudnya janji yang baik, yaitu pemberian Taurat yang mengandung petunjuk dan cahaya. أَمْ يَحْدُمُ وَنَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمَا المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِعْدُمُ وَمِنْ المُعْدُدُونِ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُدُ وَمِنْ المُعْدِدُدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِنْ المُعْدِدُ وَمِعْدُدُ وَالْمُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُونِ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُونُ وَمِنْ المُعْدُدُونُ وَالْمُعْدُدُونُ وَالْمُعْدُدُونُ وَالْمُعْدُدُونُ وَالْمُعُلِي المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَمِنْ المُعْدُدُ وَالمُعْدُدُونُ وَالمُعْدُدُونُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعُلِي المُعْدُدُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعِلِي المُعْدُدُ وَالْمُعِلِدُ وَالْمُعْدُدُونُ المُعْدُدُونُ والمُعْدُدُونُ وَالْمُعْدُدُ وَالْمُعُلِي المُعْدُدُ وَالْمُعُلِي

### (وَعظَ) Wa'azha

قالُوا سَواءُ عَلَيْنا أَوْعَظِتْ أَوْ لُم تَكُنَّ مِنْ Firman-Nya, قَالُوا سَواءُ عَلَيْنا أَوْعَظِتُ أَوْ ل Mereka menjawab: "Adalah sama saja الْوَاعِظِينَ

563

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 9 juz 27 hlm. 137.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 563.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 4 juz 10 hlm 85.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 4 juz 12 film. 55.

<sup>1.</sup> *(bid.*, jihd 5 juz 15 h/m 155

Ibid. Jilid 5 Juz 15 hlm. 165.
 Ibid. Jilid 3 Juz 8 hlm. 150; Muljom Mafrodot Alfaazhil Qur'an , hlm.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm 32

<sup>5</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 68.

<sup>6.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 film. 137

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



bagi kami, apakah kamu memberi nasehat atau tidak memberi nasehat, (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 136)

### Keterangan

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa بُوغَطٌ dengan difathahkan dan disukun adalah masdar dari التنزيز بالغيرفينايرق له القلب (perkataan yang melunakkan kalbu dengan menyampaikan janji dan ancaman). Dan juga berarti peringatan agar mencegahnya dari kejahatan dengan mengingatkan akan janji pahala dan mengingatkan akan ancaman berupa siksa. [1] Seperti firman-Nya, جي الفرزي وينهي عن الفحشاء والنكر والبغي يبطكم لعكم لتكلم تذكرون (Q.S. An-Nahl [16]: 90) maka, al-wa'zhu, berarti pengingatan akan kebaikan dengan memberikan nasehat dan petunjuk. [2]

## (وَاعِيَةٌ) Waa'iyatun

Firman-Nya, نَدْنَ وَاعِيَة : Telinga yang mau mendengar. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 12)

### Keterangan

Waa'ivatun maksudnya ialah mau mendengarkan akibat buruk orang-orang yang mendustakan hari Kiamat, sebagaimana firmannya: Hari Kiamat, apakah hari Kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari Kiamat. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakanakan mereka tunggal-tunggal pohon korma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu

Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 1-10)

Ar-Raghib menjelaskan bahwa *al-wa'yu* adalah menjaga berita (pembicaraan) dan yang seumpamanya.<sup>1)</sup> Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa *waa'iyah* adalah segala sesuatu yang dengannya diri anda akan terpelihara, dan bila sesuatu tersebut selain diri anda yang dapat memeliharanya maka dikatakan فَنَعِبْتِ الشَّهَا فِي الطَّرَفِ (meletakkan sesuatu pada ujungnya).<sup>2)</sup>

Dan firman-Nya, وَجَنَعُ فَأَوْمَ (Q.S. Al-Ma'aarij [70]: 18) maksudnya ialah dia mengumpulkan harta dan lalu menempatkannya dalam wadah. <sup>3</sup>I

### (وعَاءٌ) 'Wi'aa

وغاء, artinya karung, tempat barang disimpan di dalamnya. Seperti firman-Nya, فَبْدَا غَبُوْمِيتِهُمْ قَبْلُ وَعَاءِ أَخِيهِ Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri. (Q.S. Yusuf [12]: 76)

## (وَفَدَ) Wafada

Firman-Nya, يَوْمَ يَخْشُرُ الْتُثَمِّينُ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَدَا الْمِعْمِ الْمُعَالِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَدَا Ingatlah (ketika) hari Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. (Q.S. Maryam [19]: 85)

#### Keterangan

Dîkatakan: اَلْوَفُنُ وَ الْوُفُودُ وَ الْوُفُودُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَ الْوُفُدُ وَالْوُمُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُفُودُ وَالْوُلُودُ وَالْوُلُودُ وَالْوُلُودُ وَالْوُلُودُ وَالْوُلُودُ وَالْوُلُودُ وَالْوُلُودُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللل

## (وَقُرَ) Wafara

Firman-Nya, جَزَاءُ مَوْفُوز Sebagai suatu pembalas yang cukup. Sebagaimana firman-

<sup>1.</sup> Mu'yam Lughatof Fuqaha', hlm. 477; Tafsır Af-Maraghi, jifid 7 juz 19 hlm. 85

<sup>2.</sup> *Tafsır Al-Moraghi*, jilid 5 juz 14 hlm. 129; Ar-Raghab, *Op. Cit.*, hlm. 564.

<sup>1</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 565.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyoof, juz 4 him. 151; di dalam Mu'jam disebutkan bahwa بع adalah masdor dari رعي yakni pemahaman dan selamat dasar tujuan yang dicapannya (al-idraok). Di antaranya at-tou'iyah, yakni membentuk kerangka pemahaman yang benar sehingga yang ada dibenak pikirannya terbukti kebenarannya. Sedangkan المارية dengan dikasrahkan wawunya jamaknya المارية المارية المارية المارية papabila menyimpannya, dan tempat menyimpannya disebut al-wirat Mujam Lughatul Lughatul Fugaho', him. 477.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 66.

<sup>4.</sup> Ibid., jilid 6 juz 16 hlm. 82; Ar-Raghib, Op. Cat., hlm. 565.

# ~+**(**

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Nya: Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalas yang cukup. (Q. S. Al-Isra' [17]: 63)

Keterangan

Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa al-wafru mencakup harta benda dan kebutuhan pokok lainnya, sesuatu yang menunjukkan banyak dan luasnya (al-katsiir wa al-waasi'), dan ini berlaku secara umum, dan jamaknya أنفور ووفائر

Sedang , موفورة, dalam ayat tersebut di atas maksudnya, dengan sempurna tanpa ada sesuatupun yang tersimpan dari padanya. Yakni, seperti yang dikatakan orang; فبرل صاحبك فرة, yang artinya; sempurnakanlah untuk kawanmu itu barang-barangnya. Dan kata penyair pula:

> وَمَنَ يَجْعَلِ الْمُعْرُوْفَ مِنْ دُوْنِهِ عَرْضِهِ يَفِرُهُ وَ مَنْ لَا يَثَقَ الْشَتَمَ يُشْتَم

"Barangsiapa yang berbuat kebaikan tanpa mencerca. Maka, sempurnalah kebaikannya. Dan barangsiapa tidak takut dicela maka tercelalah ia".<sup>2</sup>1

Al-Farra' berkata: apabila anda sesuatu diserahkan kepada anda, anda mengatakannya نَوْتَعُنَّذُ (sempurna dan anda memujinya), dan anda tidak mengatakan نَوْتُرُ (kurang dan mencelanya). Ini adalah sebuah misal yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang diberi sesuatu lalu ia mengembalikan kepada anda tanpa perasaan membenci. <sup>31</sup>

## (يُوفِضُونَ) Yuufidhun - (وَفَضَ) Wafadha

Firman-Nya, يَوْمِ يَغْرَجُونَ مِن الْخَجْدَاتِ سِرَاعا كَأَيُّهُمْ إلى (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia). (Q.S. Al-Ma'arij [70]: 43)

Keteranagan

Al-ifaadh adalah bersegera (al-israa'). Asalnya adalah melawan orang yang telah diusir sebagai kinayah bagi orang yang melakukan penyuapan kepadanya, sedang bentuk jamaknya adalah الوفاض.

ي الله الله الله الله 1. Ibnu Mənzhur, Op. Cit., jilid 5 film. 287 maddah يعيد

Wafaqa (وِفَاقاً) - Wifaaqan (وَفَقَ) - Taufiiqun (تَوْفَيْقُ)

Firman-Nya, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِالله Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Sebagaimana firman-Nya: Syu'aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintahnya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. (Q.S. Huud [11]: 88)

Keterangan

Al-wifqu adalah usaha untuk mempertemukan antara dua hal. Dikatakan, وَوَافَقَتْ الْأَنْرَ وَرَافَقْتُ الْأَنْرَ , yang berarti aku menjumpainya. Dan al-ittifaaq adalah ketetapan (kesepakatan) yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kapasitas kemampuannya, dalam lapangan kebaikan maupun kejahatan. <sup>11</sup>

Sedang at-taufiiq juga berarti "kesepakatan", namun secara khusus dipakai dalam hal mempertemukan kebaikan bukan keburukan. Maka, wa maa taufiiqi illallaah, dikatakan: نائلاً ومِنِفَافِه پنیفاقِ الْہلالِ ومِنِفَافِه, yakni ketika sukses melihat hilal.<sup>2</sup>]

Firman-Nya, نَوْمُوْمُ اللهُ بَيْهُنِيْ Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sebagaimana firman-Nya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa' [4]: 34)

Sedang firman-Nya, غَوْلَهُ وَفَاقًا Sebagai balasan yang setimpal. (Q.S. An-Naba' [78]: 26) Yakni, sesuai dengan amal yang dilakukannya tidak dilebihi dan tidak dikurangi.

<sup>2.</sup> Ibid. hlm. 565.



<sup>2</sup> Tafsir Al-Maroghi, jikd 5 juz 15 hlm. 68: Ar-Raghib, Op. Cr.t., hlm.

يمار Jbnu Manzhur, Op. Cit., jilid 5 film. 288 maddah بمارا

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradet Alfaazhil Qur'an, him, 565.

<sup>1.</sup> Ibid, hlm. \$65.



## (وَفِيُّ) Waffa

:إذَا جِاءَ أَخَذَكُمُ الْمُؤِثُ تُوَفَّتُهُ رَسَلُنَا ،Firman-Nya Apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikatmalaikat Kami. (Q.S. Al-An'am [6]: 61)

Keterangan

Tawaffa (نَوْقَى), ialah mengambil sesuatu secara utuh dan sempurna. Kemudian kata ini dipakai untuk makna "kematian". 1 Seperti -Orang : وَالْدَيِنَ يُتُوفُونَ مِنْكُمْ وَنِذَرُونَ أَزُواجًا . firman-Nya orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 234)

أَمُوتُونَ , dalam ayat tersebut ialah ,بَتُوفُونَ , Maka Mereka dipegang dicabut nyawanya. Asal ويقبضون at-tawaffa, adalah أخذ شيء وافيا كاملا mengambil sesuatu secara utuh dan sempurna. Maka bagi orang yang telah meninggal, adalah orang yang telah mengakhiri hidupnya dan telah tercabut umurnya.

Abu Su'ud mengatakan, bahwa yatawaffawna, adalah mengambil nyawa-nyawa mereka dengan wujud kematian. Karena at-توَقَيْتُ ,tawaffa, adalah al-qabdhu. Dikatakan نفان: Harta bendaku telah lenyap. Imam Ar-Raziy mengatakan, bahwa تَوْفُى فَلَانُ وتَوْفَى , apabila si Fulan telah meninggal dunia. Maka orang yang mengatakan, tuwuffiya maknanya, qabdhu wa akhadza (mengambil, mencabut). Dan ada juga yang mengatakan, tuwuffiya maknanya وَتُوفَقِي Dan telah berakhir umurnya, yakni عَمْرَهُ تُوْفَى آخِلُهُ telah tercabut ajalnya.21

Sesungguhnya : إِنِّي مُتُوفِيكَ وِرَ افْعُلِكَ إِلَّى مُتُوفِيكَ وَرَافَعُلِكَ إِلَّى Sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku (Ali 'Imraan [3]: 55).

Perihal ayat tersebut. рага ulama mentakwilkan masalah ini dalam dua pendapat:

1) Dalam ayat ini terdapat tagdiim dan ta'khiir (mendahulukan dan mengakhirkan menurut istilah ilmu ma'ani). Bentuk | seharusnya innii raafi'ula wa mutawaffiika (sesungguhnya Aku adalah yang mengangkatmu sekarang, dan yang mematikanmu sesudah

diturunkannya engkau dari langit dalam masa yang telah ditetapkan untukmu. Atas hidup dengan jasad dan ruhnya, dan beliau kelak akan diturunkan pada akhir zaman. Kemudian, beliau memegang tampuk kekuasaan di antara kita dengan syariat kita. Setelah itu Allah akan mewafatkannya.

2) Makna ayat berdasarkan konteks(siyagulkalaam), dan yang dimaksud dengan mematikan adalah dengan cara biasa. Juga, pengertian mengangkat adalah setelah beliau diwafatkan, yang berarti hanya ruhnya. Tidak ada sesuatu pun yang aneh bila khitab ditujukan kepada seseorang, sedang yang dimaksud adalah ruhnya, karena ruh merupakan hakikat manusia. Sedang jasad ibarat baju pinjaman yang sifatnya bertambah, berkurang dan berubah. Manusia tetaplah manusia, karena ruhnya yang itu juga.13

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمُلاَتَكَةُ طَيْبِينَ ,Adapun bunyi ayat ·Q.S. An) يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Nahl [16]: 32) maka Alladziina tatawaffaahumulmalaa-ikatu thayyibiin, (yaitu) orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Menurut Ar-Raghib, orang yang baik ialah orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran kebodohan, kefasikan, dan sifatsifat buruk, serta berhias diri dengan ilmu, iman dan perbuatan yang baik.21 Thayyibiin, "dalam keadaan baik" adalah kata yang singkat tetapi padat dengan makna-makna (jawaami'ul kalaam), termasuk melaksanakan segala perintah, menghindari segala larangan, memiliki akhlak yang utama dan perangai yang indah, bersih dari segala perbuatan kotor dan hina, menghadapkan diri ke hadirat Yang Mahasuci dan tidak menyibukkan diri dengan alam syahwat dan kelezatan jasmaniah.33 Baca Thayyibun.

## (وَفِي) Wafay

:الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يُسْتَوْفُونَ,Firman-Nya (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 2)

Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 322.



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 143.

<sup>2.</sup> Ash-Shaburu, Tafsir Ahkam, jitid 1 film, 359-360.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 him. 166. Tafsir Al-Maraghi, jilid S juz 14 hlm. 75.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

Yastaufuun dalam ayat tersebut maksudnya ialah meminta atau mengambil ketepatan dan kesempurnaan penakaran. المن المجازاة العجزاء الأولى Seperti halnya dalam menyifati balasan dinyatakan, غم أيجزاة العجزاء الأولى: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan pembalasan yang paling sempurna. (Q.S. An-Najm [53]: 41); begitu juga firman-Nya, نوفى كان Masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 281)

الوفاة: Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa الوفاة menurut lughat adalah akhlak yang mulia, luhur dan tinggi terambit dari perkataan mereka: وَقَ مَا , apabila bertambah (zaada). أنشَيْز

Adapun firman-Nya, وَإِبْرَاهِهُمْ dan lembaranlembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?, (Q.S. An-Najm [53]: 37)

Ayat tersebut berkenaan dengan diri Ibrahim a.s. Perihal ayat tersebut, Al-Kalbi menjelaskan beberapa penafsirannya, antara lain: sempurna ketaatannya kepada Allah berupa penyembelihan terhadap putranya (Isma'il a.s.); sempurna dalam menyampaikan risalah Tuhannya; sempurna dalam syariat-syariat Islam; sempurna dalam kalimat-kalimat (al-kalimaat) yang dengannya Allah menjadikannya sebagai ujian dan cobaan kepadanya.<sup>31</sup>

#### (وَقَتَ) Waqaba

Firman-Nya, وَ مِنْ شَرَعُاسِقِ إِنَّا وَقَبَ Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. (Q.S. Al-Falaq [113]: 3)

Keterangan

Waqaba ialah gelapnya menyelimuti seluruhnya. Dikatakan, وَفَيْتِ السَّمْس, jika matahari tenggelam. <sup>4</sup> Yakni apabila masuk pada tiap-tiap sesuatu dan menjadi gelap. <sup>5</sup>]

## (يُوقَدُ) Yuqiidu (وَقَدَ)

مَثَلَهُمْ كَمِثَلِ الذِي اسْتَوْقَد ناوًا فَلِمَّا أَضَاءَتُ ,Firman-Nya نَتْ خَوْلَهُ Perumpamaan mereka adalah seperti :مَا حَوْلَهُ orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 17)

Keterangan

Istauqada naara artinya meminta atau mencari api untuk diambil manfaat nyalanya, baik pencariannya dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. أوقَانَتِ النَّارَاتَمَةَ وَقُوْدا وُوَقَادًا dan al-waquud ialah kayu bakar yang dipergunakan untuk berdiang dan dapat menghasilkan panas (al-lahab). 21

Sedang firman-Nya, فَاتَفُوا النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ , (Q.S. Al-Baqarah [2]: 24) dinyatakan bahwa والْعجَارَةُ والوقْوَدُ و الوقاة , adalah setiap benda yang menimbulkan daya bakar sampai pada batas panasnya. <sup>31</sup> Seperti al-waquud, "kayu bakar", sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, نالتَّارِ دَاتِ الْوَقُودِ yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar. (Q.S. Al-Buruuj [85]: 5)

Sedang اَلْتُوفَّدَةُ, yang tertera di dalam firman-Nya, نَازَ اللهِ الْوَفَدَةُ Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. (Q.S. Al-Humazah [104]: 6) yakni api Allah. Di antaranya dikatakan: وَفَدَةُ رَفِيْنَةُ, yakni (angin yang meniupkan hawa yang sangat panas), dan وَاقْفَدَ فَلانًا marah, gusar: ال

## (وَقَدُ) Waqadza

Firman-Nya, اَنْيَمْ فَلْنَافِيهِ فِي الْنَعْ فَلْنَافِيهِ فِي الْنَعْ فَلْنَافِيهِ فِي النَّعْ فَلْنَافِهِ فِي النَّعْ فَلْنَافِهِ فِي النَّعْ فَلْنَافِهِ فِي النَّعْ فَلْنَافِهِ (Yaitu: 'Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir 'aun) musuh-Ku dan musuhnya'. (Q.S. Thaaha [20]: 39)

Keterangan

Bunyi ayat فَنَفِيهِ artinya "temparkanlah"!<sup>5</sup> Dan اَلْوَفُوْدَةَ adalah binatang yang mati karena dipukul.<sup>6</sup> Lihat surat Al-Maa-idah [5]: 3)

(وَقُراً) Waqran (وَقَرَ)

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي Firman-Nya, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّهُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِيْ adan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar

<sup>6.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 567.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 71; Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, hlm. 565.

<sup>3.</sup> At-Toshiil li-'Uluumit-Tanziil, juz 2 hlm. 384.

<sup>4.</sup> Tofsır al-Maroghi, jilid 10 jüz 30 hlm. 267; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 566.

<sup>5</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 235.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid I juz 1 hlm. 57; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 566.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 566.

<sup>3.</sup> Mu'jam Al-Wosiith, juz 2 bab wawu hlm. 1048.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 566.

<sup>5</sup> Tofsir Al-Moraghi, plid 6 juz 16 hlm 108.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka tidak dapat memahaminya. (Q.S. Al-Israa' [17]: 46)

#### Keterangan

Al-Waqru ialah sumbat atau benda padat dalam telinga yang menghalangi pendengaran. أَوْلُونَا أَنْكُهُ تُعْرُونَوْفِرَ (telinganya tersumbat). Dan al-waqru juga berarti beban muatan yang di atas punggung khimar dan bigal seperti halnya muatan yang ada pada unta. <sup>21</sup> Begitu juga, firman-Nya, وَقَى مَا فَاتِهُمْ وَقُورًا . Dan Kami adakan sumbatan di telinganya. (Q.S. Al-An'am [6]: 25)

Firman-Nya, فالغابلات وقرّا dan awan yang mengandung hujan. (Q.S. Adz-Dzaariyat [51]: 2) Maka, al-wiqr artinya beban unta. Sedang jamaknya adalah أوقائ (beban-beban yang berat). Dan al-haamilaatu wiqran, pada ayat tersebut maksudnya angin-angin yang mengangkut yang sarat dengan uap. 31

Adapun firman-Nya, وَتُوَوْرُوهُ Dan menguatkan (agama)Nya. (Q.S. Al-Fath [48]: 9) Maksudnya, kamu mengagungkannya. الله Begitu juga firman-Nya, الما لكم لا تُرْجُونُ لِلله وَقَال Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? (Q.S. Nuh [71]: 13), yakni Waqaaran dimaksudkan dengan keagungan dan kebesaran-Nya. الإنجابية

## (وَقَطَ) Waqazha

Firman-Nya, وتخسبهم أيقاظًا وهُمْ رُفُودٌ. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 18)

#### Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa النفاط. adalah jamak dari بفوط (huruf qaf memakai dhammah), atau بقيط (huruf qaf memakai kasrah), artinya "orang yang jaga".

وَإِنْ يُسْلَيْمُ الدُّيَّاتِ شَيْنًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ.Firman-Nya, وَإِنْ يُسْلَيْمُ الدُّيِّاتِ شَيْنًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ.Q.S. Al-Hajj [22]: 73) Maka, *La yastanqidzuuhu* artinya mereka tidak kuasa merebutnya kembali.<sup>71</sup>

### (وَقَعَ) Waqa'a

Firman-Nya, وَمَنْ يَغْرَجُ مِنْ بَيْنَهِ مَهَاجِرًا إِلَّ اللَّهِ وَرَسُولِهُ ثَمْ Dan barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berjihad kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematiannya menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah Allah tetapkan pahalanya di sisi Allah. (Q.S. An-Nisa' [4]: 100)

#### Keterangan

Ar-Raghib menyatakan, al-wuquu' adalah tetapnya sesuatu dan jatuhnya (tsubuutusy-syai' wa suquutuhu). Dikatakan وَقَعَ الطَّابِرُ وَقُوعًا الطَّابِرُ وَقُوعًا (burung itu benar-benar jatuh). Dan al-waaqi'ah tidak dikatakan melainkan tentang sesuatu yang dapat dan sesuatu yang dibenci. الم

Adapun وقع أخرة على الله, yang tertera pada ayat di atas, maknanya ialah wajib atas Allah memberinya pahala. Sedang, Waqa'a dan wajaba, adalah dua kata yang punya makna sama, yakni "wajib". <sup>21</sup> Baca Wajaba.

Begitu juga firman-Nya, وإذَا وَقع الْفُولُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجُنَا (Q.S. An-Naml [27]: 83) yakni, apabila telah tampak tanda-tanda kiamat sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan firman-Nya, ووقع القول عليم بما طَلَّمُوا فَهُم لا يَنْطَقُون (Q.S. An-Naml [27]: 83) yakni, wajib mendapatkan azab yang dijanjikan karena kezalimannya.

Adapun firman-Nya, اَذَلَا أَفُسَمُ بِمُواقِعِ النَّجُومِ Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. (Q.S. Al-Waaqiah [56]: 75), yakni bi-mawaaqi'un nujuum maksudnya ialah dengan ketetapan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan dengan tempat jatuhnya bintang-bintang di langit.

Adapun firman-Nya, وَرَاى الْمُجْرِمُونِ النَّارِ فَطَلُوا أَيْهَمْ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 53) مُواقَعُومًا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصَرَفًا (Q.S. Al-Kahfi [18]: 53) Maka, Muwaaqi'uhaa maksudnya ialah orangorang yang masuk dan terjerumus ke dalam neraka. <sup>51</sup>

Sedangkan kata لواقع berarti benarbenar terjadi, pasti terjadi. Dan *lam* yang ada

<sup>5.</sup> Ibid, plid 5 juz 15 hlm. 160.



Tofsir Af-Maroghi, Jird S juz 15 hlm 52; Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa woqron adalah shamamun (pekak, tuk). Adapun al-wiqru adalah of-himiu (beban, sumbatan). Uhat, Shohih Af-Bukhan, Kitab Tafsirol Qur'on, iilid 3 hlm. 131.

<sup>2.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., him 567

<sup>3.</sup> Tafsır Al Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm, 173.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 89.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 10 juz 29 hlm 81.

<sup>6</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 124.

<sup>7.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 film. 144

<sup>1.</sup> Mu'jom Mufradat Alfoazhil Qur'on, him. 567.

Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 juz 5 hlm 131); Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 567

<sup>3</sup> Ar-Raghib, Op. Oc., hlm 567.

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraght, jilid 9 juz 77 hlm 149; sedang, mowaaqi' dan mauqi' adalah satu arn. Lihat, Shahih Al-Bukhan, jilid 3 hlm, 205.



pada kata waqa'a adalah lam taukid, yakni menguatkan tentang kejadian hari pembalasan (ad-diin), dan membantah mukhatab yang masih ragu terhadapnya. Seperti dinyatakan di dalam firman-Nya, وَإِنْ اللَّهِنْ لُواقِعْ Dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. (Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]: 6)

## (وَقَنْتُ) Waqafa

Firman-Nya, وَلُو تُرَى إِذَ وُقَعُوا عَلَى النَّارِ قَفَالُوا بِالنِّبَنَا وَلَعُونَ مِنَ النَّوْمِينَ Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan). (Q.S. Al-An'aam [6]: 27)

Keterangan

Dikatakan, وَفَفَ الرَجُلُ عَلَى الْأَرْضِ مَوْفُوفًا وَ وَفَفَ عَلَى mengetahui dengan jelas. Sedangkan, الشَّيَّةِ: menahan dirinya, seperti menahan barang-barang kebutuhan terhadap orang-orang fakir.<sup>1)</sup> Di dalam Mu'jam disebutkan bahwa وَفَفَ , yakni berdiri setelah duduk. Dan juga berarti berhenti setelah berjalan. Dan فَفَ الْسَالَة yakni irtaaba fiiha, menghadapi permasalahan. Dan dikatakan: وَقَفَ فَلانُ عَلَى مَا عَبْدَ فَلانٍ , berarti memahaminya dan menerangkannya.

Beberapa makna yang di dapat dari kata waqafa dan perubahan bentuk katanya (tashrif), antara lain:

- 1) Waqafa berarti "menahan". Seperti firman-Nya, نَوْقَوْمُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 24)
- Waqafa berarti "menghadap". Seperti firman-Nya, وَلُوترى إِدَ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَرَى dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. (Q.S. Saba' [34]; 31)

## (وَاقُ) Waaqun

Firman-Nya, اَشَيْقُ وَلَعَدَابُ الْخَبِوةِ النَّنْقِ وَلَعَدَابُ الْخَبِوةِ النَّنْقِ وَلَقِدَابُ الْخَبِوةِ النَّبِهِ مِنْ وَاقِ Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan tak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 34)

#### Keterangan

Adapun firman-Nya, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيِعْشَ اللَّهِ (Q.S. An-Nuur [24]: 52); maka Yartaqhu maksudnya ialah bertakwa kepada-Nya dalam sisa-sisa umurnya.<sup>3</sup>I

Sedangkan makna-makna yang tumbuh dari kata waqay dan perubahan bentuk kata-katanya, antara lain:

- 1) Firman-Nya, العناب يوم القيامة (Q.S. Az-Zumar [39]: 24) Mujahid berkata: Yattaqiy biwajhihi maksudnya yujarru ʻalaa wajhihin-naari (menarik mukanya dari api neraka). العناب Diungkapkan dengan kata wajhun, "wajah" sebagai anggota tubuh yang terhormat adalah untuk mewakili secara keseluruhan dari diri manusia. Karena manusia apabila bertemu dengan sesuatu yang menakutkan maka ia menghadapi terlebih dahulu dengan tangannya. Namun tangan dalam keadaan terbelenggu maka merekapun membentengi neraka dengan wajahnya.
- Firman-Nya, فَأَمَا مِنْ أَغَمْلُ وَأَمْلُ (Q.S. Al-Lail [92]:
   maka, Itaaqaa berarti menjauhi kejelekan dan tidak pernah menyakiti orang lain.<sup>51</sup>

Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 100; lihat juga, Mu'jom Mufradat Alfaathif Qur'an, hlm. 567.

<sup>2.</sup> Mu'jom Al-Wasith, juz 2 bab wawu hlm. 1051.

<sup>1.</sup> Tofsir Af-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 102.

ون: Lisconul 'Arab, jeld 15 hlm. 402 maddah ون:

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 him 120.

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 him 186.

<sup>5.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 nlm. 175.

## ·•

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Firman-Nya, ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْتِ فِيهِ هَذَى لِلْمُتَّقِينَ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 2) Maka, almuttaqiin, bentuk tunggalnya adalah muttaqi (مَنْقِ), berasal dari masdar ittaqaa.

Di dalam bahasa Arab dikatakan: إنْقَى بِتُرْسِهَ (ia menjadikan tameng sebagai penghalang antara dirinya dengan orang yang akan mencelakakannya). Jadi, seolah-olah orang muttaqin itu menjadi taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagai tameng bagi dirinya terhadap siksaan Allah Swt. Di antara ciri muttaqiin, sebagaimana dinyatakan: (Yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 49)

Asal kata *taqwa* menurut lughat ialah qillatul-kalaam (فَلَهُ الْكَارَمِ), "sedikit bicara", demikian yang diceritakan oleh Ibnu Faris. <sup>2</sup>I

- 4) نقاة: Siasat memelihara diri. Dan dikatakan rajulun tiqnun berarti seseorang yang mahir dalam beberapa perkara. Seperti firman-Nya, ومَنْ يَفَعَلْ ذِلِكَ قَلْسِ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ نَتَقُوا مَيْتُمْ. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. (Q.S. Ali Imraan [3]: 28)
- 5) Firman-Nya, وَلَا تَشَكُرُوا بَايَاتِي مُمَنَا فَلِيكُ وَإِبَائِ فَاتُقُون dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 42)

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu 'Atiyah membedakan antara انفيا dan إرميوا, maka الزمية selalu disertan dengan janji yang menggairahkan (wa'iidun baaligh).41

- 7) Firman-Nya, قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مَلْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَبَّ (Q.S. Maryam [19]: 13) Maka, *Taqiyyan* berarti orang yang taat kepada perintah Tuhannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. ال
- 8) Firman-Nya, وتَوْدُوا فَإِنْ خَيْرَ الرَّادِ التَّقُوى وَاتَقُونَ بِاأُولِي (Q.S. Al-Baqarah [2]: 197) maka, Attaqwaa berarti sesuatu yang dilakukan untuk mencegah kemurkaan Allah berupa amal-amal kebaikan, dan menjauhkan dari perbuatan maksiat dan mungkar.<sup>2</sup>]

Adapun انتڤوى adalah bentuk isim masdar. Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa 'Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai taqwa. Namun Ubay balik bertanya, "Tidak pernahkah anda melewati satu jalan yang penuh duri?" 'Umar menjawab, "Ya, aku pernah". Tanya Ubay lagi, "Apa yang anda lakukan?" 'Umar menjawab, "Saya waspada dan bersungguh-sungguh". Lalu, kata Ubay bin Ka'ab: Itulah taqwa. <sup>3</sup>

## (وَكَنَ) Waka-a

Firman-Nya, قال هي عصاي اتوكاً عليها . Musa berkata: "Ini adalah tongkatku aku bertelekan padanya...." (Q.S. Thaaha [20]: 18)

#### Keterangan

A-tawakka-u 'alayha dalam ayat tersebut maksudnya aku bertelekan kepadanya di waktu berjalan dan menggembala ternak dan lain sebagainya. المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة

Begítu juga firman-Nya, مُنْكِنِينَ عَلَى فَرَشِ بَطَابَهُا مَنْ إستَيْرَفِ: Mereka bertelekan di atas permadani yang dalamnya dari sutra. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 54)

<sup>1.</sup> Ibid, plid I juz 1 hlm. 40.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 1 hlm 112.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 7 juz 26 hlm. 21

<sup>4.</sup> Muharrar Al-Wajirz, juz 1 hlm. 272

<sup>5.</sup> Shafwootul-Tafaasin, jilled 1 hlm. 194.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 38.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm 99

<sup>3.</sup> Ibnu Kotsır (ringkasan), jilid 1 irlm. 39

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 101; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm.

<sup>568</sup> 

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, yilid 3 hlm. 147.

## ----**+**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



### (وَكُدَ) Wakada

Firman-Nya, ولا نتفضوا الايتمان بعد توكيدها. Dan janganlah kamu membatalkan sumpahsumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya. (Q.S. An-Nahl [16]: 91)

Keterangan

lmam Ar-Raghib menjelaskan bahwa dikatakan, وَكُنْتُ الْفَوْلُ وَالْفِعْلَ وَأَكَنْتُهُ, yakni aku meneguhkannya (a<u>h</u>kamtuhu). أ

### (وَكَز) Wakaza

Firman-Nya, فُوْكُرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. (Q.S. Al-Qashash [28]: 15)

Keterangan

Al-Wakzu ialah memukul dan mendorong dengan kepalan tangan (meninju).<sup>2]</sup>

## (وَكُلّ) Wakala

Firman-Nya, وَثِنَ شَنِنَا اِللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمُّ Dan sesungguhnya jika Kami kenghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembelapun terhadap Kami. (Q.S. Al-Israa' [17]: 86)

Keterangan

Wakiilan ialah orang yang mengharuskan dikembalikannya wahyu, setelah ia dilenyapkan; sebagaimana seorang wakil mengharuskan dikembalikannya sesuatu yang dia mengurusnya.3] Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa الْحِفَيْظ, berarti الْحِفَيْظ, yakni *al-kafiilu bi*arzaaqil-'ubbaadi: Yang menanggung rezeki para hambanya. Sedangkan istilah *al-mutawakkil* 'alallaahi, artinya orang yang mengerti bahwasanya hanya Allah-lah yang mencukupi rezekinya dan perkara orang yang bersangkutan. lalu ia menyandarkan hanya kepada-Nya semata serta tidak meminta pelindung selain-Nya. 4

Tentang tawakkal, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa ia tawakkal kepada Allah yang di dasarkan kepada dua tempat, di antaranya; pertama, tempat cintanya. Yakni menempatkan rasa cinta hanya tertuju kepada Allah sebagai wadah pengabdian. Misalnya, نان الله يُعبُ التُنوكين Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 159); kedua, memiliki rasa jaminan dalam lindungan dan rahmat-Nya. Misalnya firman-Nya, النُوكِين Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik penolong. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 173)<sup>11</sup>

### (وَلُتَ) Walata

Firman-Nya, نَا بِلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَانُكُمْ شَيِنًا: Dia tidak akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu. (Q.S. Al-Hujuraat [49]: 14)

Keterangan

lmam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa بنتكم, sebagaimana orang Arab mengatakan: بنته بينه artinya "ia tidak menguranginya". Al-Ashmu'i menceritakan dari Ummu Hisyam As-Saluliyah:

الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِيُ لِاَيْفَاتُ وَلاَ يَلاَتُ وَلاَ تَصِمُهُ الْأَصْوَاتُ "Segala puji bagi Allah yang tidak diluputkan, tidak pula dikurangi dan tidak pula ditulikan oleh suara-suara". الم

وما الُنْنَاهُم مِنْ عَملِهِمْ مِنْ Begitu juga firman-Nya, وما الُنْنَاهُم مِنْ عَملِهِمْ مِنْ (Q.S. Ath-Thuur [52]: 21) Maka, *Altanaahum* (Kami kurangi mereka)، المنابعة

## (وَلَجَ) Walaja

Firman-Nya, الم نَرَاقُ اللَّهُ يُولِخُ النَّيْلُ فِي النَّهَارِوَبُولِخُ النَّهَا . Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam ... (Q.S. Luqman [31]: 29)

Keterangan

Asy-Syaukani menjelaskan bahwa رَبُولِغَ النَّارِيَّ maksudnya sebagaian menyandarkan kepada sebagian yang lain. Lalu salah satunya berkurang dari tainnya. ﴿ Yuuliju artinya memasukkan. Makna yang dimaksud ialah bahwa Allah menambahkan malam kepada siang dan siang kepada malam,

<sup>4.</sup> Fothul Qodur, jilid 4 hlm. 343.



<sup>1</sup> Ar-Raghib, Op. Ot., him. 568.

<sup>2.</sup> Ibid. hlm. 568

<sup>3</sup> Tafsır Al-Maraghi, jılid 5 juz 15 hlm. 90.

<sup>4.</sup> tbid, Jild 2 juz 4 hlm. 111; Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 569; di dalam Mu'jon dinyatakan. با يولى الله - يولى الله - يولى الله - يولى الله - المجاهدة (Inenyerahkan kepada-Nya). Dan المتدر وبني به yakin راكل على فلان ل أنر mempercayakannya) Mu'jam Al-Wasuth, Juz 2 Dab wowu hlm. 1054.

<sup>1.</sup> Shafwaatur-Tafaasiir, jilid 1 hlm. 243.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 145; Shqiwaatut-Tafaasiri, iilid 3 hlm. 236.

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 199.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sehingga satu keadaan dari keduanya berbeda sesuai dengan penambahan atau pengurangan waktu yang terjadi padanya. <sup>11</sup>

Adapun Waliijatal-Wuluuj ialah memasukkan, yang dimasukkan bertambahnya waktu siang datang malam hari dan sebaliknya, berdasarkan tempat-tempat terbit dan tenggelamnya matahari di sebagian besar negara-negara (di dunia).<sup>2</sup>]

Sedangkan firman-Nya, وَلا يِنْخُلُونَ الْغِنَةُ حَتَى يَلِجَ dan mereka tidak bisa masuk ke surga sehingga ada unta masuk ke lubang jarum. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 40)

Maka وليجة pada ayat tersebut maksudnya ialah sesuatu yang masuk ke dalam suatu kaum, sedangkan ia bukan dari padanya atau dari mereka. Seperti ad-daakhilah, berarti yang masuk; bisa digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Dan waliijah yang tertera di dalam firman-Nya, وَلَمْ يَتَّعِدُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رسُولِه وَلا النَّوْمِينِ وَلِيجَةً dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. (Q.S. At-Taubah [9]: 16) Maksudnya ialah para sekutu yang buruk dari kalangan munafik. <sup>31</sup>

#### (وَلدَ) Walida

Firman-Nya, ثَامَ يَبَدُ وَلَمُ يَوْلَدُ Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. (Q.S. Al-Ikhlas [112]: 3) Keterangan

Menurut tinjauan ilmu balaghah, termasuk al-jinasun-naqis, karena terdapat perubahan syakal (harakat) dan sebagian huruf-hurufnya. Ilmam Al-Maraghi menjelaskan waladun adalah anak, sedangkan ibnun adalah anak cucu. Anak merupakan kesenangan dan sekaligus kebutuhan di waktu tua bagi orang tuanya. Selain itu, anak dapat mengabadikan kemasyhuran, sebagaimana dikatakan:

وَكُمْ أَبٌ عَلَى بِابْن ذُوَا شَرَفٍ

كما عَلَّتْ برَسُول الله عَدْنَان

"Banyak ayah menjadi mulia, karena anak keturunannya yang mulia. Sebagaimana bani Adam menjadi mulia karena Rasulullah".<sup>1]</sup>

Sedang *al-waalidayya* yang tertera di dalam firman-Nya,رَبُ اغْمَرْ لِي وَلُوَالِدَيُّ وَلِنَ هَخَلَ بَيْنِي مُؤْمِنًا, (Q.S. Nuh [71\: 28) Maksudnya ialah Lamik bin Matusyalikh dan ibunya Syamkha' binti Anusy keduanya adalah orang mukmin.<sup>21</sup>

Fírman-Nya, وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْفُهُنَ وَكِسُونُهِنْ بِالْعَوْوفِ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233) Maka, al-mauluudu lahu maksudnya ialah orangtua lelaki. الله المالية المالية العلم المالية المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم المالية العلم العلم العلم المالية العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم ا

### (اَلُوَلِيُّ) Al-Waliyyu

Firman-Nya, وَإِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِقُوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدُ لَهُ وَمَا Dan apabila Allah menghendaki لَيْمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11)

Keterangan

Maksud ayat di atas adalah mereka tidak mempunyai --selain Allah Swt. --seorang yang dapat menolong mereka, sehingga mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Betapa indahnya kata-kata mutiara seorang Arab Badui yang melihat berhala dikencingi musang, sehingga dia naik pitam lalu memegang dan memecahkannya berkeping-keping:

أَرْبُّ يَيُوْلُ الثُّعَلَيَانِ بِرَنْسِهِ

لَقَدُ ذَلَّ مَنْ بَالْتُ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ

"Apakah dinamakan tuhan, jika kepalanya dikencingi dua ekor musang; padahal telah menjadi hina siapa yang dikencingi musang".<sup>5]</sup>

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, Jilid 7 juz 21 hlm 95.

<sup>2.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaozhil Qur'on, islm. 569

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, yilid 4 juz 10 hlm. 70. Shahih Al-Bukhari, yilid 3 hlm. 137

<sup>4.</sup> Shafwaetut-Tofaasiir, jilid 3 nlm 622.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 6 hlm. 23.

<sup>2.</sup> Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 165.

<sup>3,</sup> Tofsir Al-Marogh), plid 1 juz 2 hlm. 184; Muʻjam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 569.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 4 juz 11 hlm 135.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 13 hlm. 79.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Selanjutnya kata waliy dan segala bentuk mempunyai beberapa makna dan pengertian yang dituju, sesuai dengan konteks ayat, antara lain:

وَيُوْمَ يَخَشَّرُهُمْ جَبِيعًا يَامَعَشَرَالَجِنَّ قَدِ اسْتَكُثَرُتُمْ, Firman-Nya (1 مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِن الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمْنَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ (22. [6] Q.S. Al-An'aam) وَتَلْفُنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلُتُ لَنَا

Maka, Auliyaa-uhum dalam ayat tersebut ialah wali-wali jin. Maksudnya, orang yang menganggap jin sebagai pemimpin mereka. Yaitu orang-orang yang patuh kepada bangsa jin terhadap bisikan mereka atau khurafat-khurafat dan praduga-praduga (awhaam) yang disampaikan kepada mereka. <sup>11</sup>

- Firman-Nya, نوائلهُ وَإِنْ النَّقْمِين Dan Allah menjadi wali orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 19)

Maka al-waliyyu, adalah salah satu dari asma Allah yang berarti Maha Penolong (an-Naashir). Dan juga berarti Yang Mengelola urusan-urusan dunia seisinya dan juga urusan para makhluk ada dalam Kekuasan-Nya. Dan juga berarti Dia-lah Yang Memiliki segala sesuatu dan Yang menjalankannya. الما المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة والمعارفة والمعارفة المعارفة المعارفة (Q.S. Al-An'aam [6]: 14)

4) Firman-Nya, ثَنَكُونَ لِلشَّبِطَانِ وَلِيَا Maka kamu menjadi kawan bagi setan. Arti selengkapnya, berbunyi: Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi setan. (Q.S. Maryam [19]: 45), dan al-waliyyu pada ayat tersebut maksudnya ialah setan. Yakni, setan sebagai penolong. Dikatakan: الْتُونِيُّ لِلأَمْرِ, berarti yang berkuasa bertindak terhadap suatu urusan.

- 1. Ibid, jilid 3 juz 8 hlm. 27
- 2 Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 33.
- 3. Ibid, plid 6 juz 16 hlm. 33.
- 4. Ibnu Manzhur, Op. Cit., jilid 15 hlm. 406-407 maddah i J.,
- 5. Tafsır Al-Maraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 84; Mu'jom Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 570.

- 5) Al-Waliyyu berarti "pemimpin". Sebagaimana firman-Nya, اَوْمَنْ يُصْلِكُ فَانَى تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْضِدًا dan barangsiapa yamg disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 17)
- 6) Al-Waliyyu berarti "pengganti". Sebagaimana firman-Nya, بَنْ اللّٰذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْمَ الْأُولِيَانِ Di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (mengajukan tuntutan) untuk menggantikannya. (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 110)

Adapun أوليه adalah asdiqaa'u wa ahbaa', dan bentuk mufradnya adalah waliyyun, yakni teman setia. <sup>11</sup> Atau al-waliy, sebagai al-qarin wa ash-shaadiq, artinya teman setia. Diambil dari perkataan, وَلَيْتُ أَمْرًا فَلَانِ , yakni, وَلَمْتُ أَمْرًا فَلانِ . Saya mengurus urusan si fulan, atau saya bertanggung jawab terhadap urusan si Fulan. Di antara contohnya وَلِيُ الْمَهْدِ , yakni seorang (lembaga) yang dipercaya mengurus keperluan orang-orang muslim sebagai suatu amanat baginya. <sup>21</sup> Seperti pada firman-Nya, مَنْ وَلَلِهَا مُلْكِنَا مُلْقُونَ إِلَيْهِمْ (Q.S. Murntahanah [60]: 1)

Kata al-waliyyu terkadang dinisbahkan kepada Allah dan terkadang kepada selain-Nya, baik kepada setan atau dinisbahkan kepada manusia (penolong, pemimpin, atau yang mewarisi). Sedang, al-waliyyu, berarti Allah (sebagai Pelindung). Sebagaimana firman-Nya, والله وإلى المؤلفية Dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman. Arti selegkapnya: Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman. (Q.S. Ali 'Imraan [3]; 68)

## (وَلَّى) Wallay

Firman-Nya, وَمِنْ خَيْثُ هُرَجُتْ فَوَلِ وَجَيْكَ شَطْرَ الْسَجِد Dan dari mana saja kamu ke التُحَرَّامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar

<sup>1.</sup> Shafwaaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 360.

<sup>2.</sup> Ash-Shabuni, Tafsir Ahkom, jilid 1 hlm. 91.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sesuatu yang hak dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 149)

Keterangan

Nuwalliha pada ayat di atas maksudnya memerintahkan kamu untuk menghadap. أ Sedangkan, muwalliiha, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, وَلَكُنِّ وَجُنَا مُوْ تَوْلَيْنَا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148) Berarti arah tempat menghadap, yakni Ka'bah.

Adapun firman-Nya, إِنْمَا يَتُوْلُونَهُ (Q.S. An-Nahl [16]: 100) Maka, attawalla: ketaatan. Dikatakan بَنُوْلَيْنَهُ, berarti saya menantinya; dan غَنَهُ berarti saya berpaling dari padanya. Begitu juga firman-Nya, الْخُمْبُ بِكِتَابِي, (Q.S. Ān-Naml [27]: 28) Maka, Tawalla 'anhum maksudnya ialah menghindarlah dari mereka ke tempat yang dekat seraya menyembunyikan diri, agar kamu dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. <sup>3</sup>

Sedangkan Fa-tawalla Fir'auna berarti Fir'aun meninggalkan majlis. <sup>4</sup> Seperti firman-Nya, فَنَوْلُ فِرْمَوْنُ فَجْمَعَ كَيْدَهُ ثُمْ أَلَى (Q.S. Thaaha [20]: 60)

### (وَنَا) Wanaa

Firman-Nya, وَلَا نَبْنِهِ فِي كِرُي Janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku. (Q.S. Thaaha [20]: 42)

Keterangan

Wala taniya: jangan putus-putus dan jangan lalai.<sup>5]</sup>

### (وَّمْبَ) Wahaba

Firman-Nya, وَمَبْ لَنُ مِنْ لَنُتُكَ رَحَمَةً. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 8)

Keterangan

Al-Hibah ialah menjadikan kepemilikan anda untuk orang lain tanpa ada ganti. Dikatakan, وَهَبَتُهُ مِبَهُ وَمَوْمِبَةٌ وَمَوْمِبًا (saya memberikan hadiah kepadanya). <sup>6</sup> Dan juga berarti anugerah. Seperti firman-Nya, وَوَهَٰئِنَا لَهُ إِسْعَاقَ وَنَعْفُوبِ dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al-Kitab pada keturunannya. (Q.S. Al-Ankabut [29]: 27)

Dan اَلَوْهَاتِ: Maha Pemberi, (Q.S. Shaad [38]: 9) yakni, Allah Swt.

#### (وَهَاجًا) Wahhaajan

Firman-Nya, َ نَوْجَعْلُنَا سِرَاجًا وَهَاجًا Dan kami jadikan pelita yang amat terang. (Q.S. An-Naba' [78]: 13)

Keterangan

Menurut Ar-Raghib, *al-wahaj* ialah sampainya sinar dan panas dari api, begitu juga *al-wahjaan.*<sup>1</sup> Dan *Al-wahhaaj* ialah sesuatu yang gemerlapan. Maksudnya, adalah matahari.<sup>2</sup>

## (وَهُنَ) Wahana

Firman-Nya, خَمَنَتُهُ أَمُهُ وَهُنَا عَلَى وَهَنِ: Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. (Q.S. Luqman [31]: 14)

Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Wahnan, adalah bentuk isim masdar dari kata وَهَنَ adalah berarti dha'fin (lemah), dan اَلْوَهَنَ adalah adh-dha'fu. Az-Zujaj mengatakan, wahnan 'ala wahnin, berarti dha'fan 'ala dha'fin (lemah di atas kelemahan, atau puncak kelemahan).

Maksud dari ayat tersebut, bahwa Allah menetapkan bagi perempuan yang mengandung mengalami rasa lemah (beban berat), dan secara berangsur semakin berat pada masa puncaknya di saat melahirkan. Hal ini dikarenakan bayi yang berada dalam kandungannya mengalami penambahan daging sehingga terasa berat. Kemudian, bagi ibu yang mengandungnya kondisinya pun semakin lemah. Maka, ini merupakan asal mula bagi seorang perempuan bahwa ia itu adalah lemah kondisinya. lalu disusul dengan masa-masa mengandung yang berarti makin memperlemah kondisinya. 31

Dan kata *wahana* menyifati Nabi Zakariya قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمُ ,dijelaskan di dalam firman-Nya

<sup>3.</sup> Ash-Shabuni, Tofsir Ahkam, jilid 2 hlm. 232.



<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, piid 1 juz 2 hlm. 12.

<sup>2</sup> Ibid. plid 5 juz 14 hlm, 139

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 133.

<sup>4.</sup> tbid, jilid 6 juz 16 hlm. 123; di dalam Mu'jam disebutkan, bahwa بول المنائعة, artinya meninggalkannya (adbarahu), dan casa jugi, artinya menolongnya (nasharahu), dan berarti menjadikannya sebagai penolong (ittokhodzahu walnyan), Mu'jam Al-Wasisth, jilid z bab wawa him. 1057.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 112.

<sup>6.</sup> Mu' jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 572.

Ibid, hlm. 572; menurut Al-Bukhari, wahhajan: Mudhii'an (yang bersinar). Lihat, Shahih Al-Bukhari, jitid 3 hlm. 221.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 4.

## ····

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



مَيْ وَاشْتَعَانَ الرَّأَسَ شَيْبًا (Q.S. Maryam [19]: 4) yakni, Wahnal 'azhmu; tulang menjadi lemah dan lunak karena tua, karena dia telah berusia 75 atau 80 tahun. ال

## (وَاهِيَةٌ) Waahiyah

Firman-Nya, وَانْشَقْتُ السَمَاءُ فَيَيْ بِومِنَدِ وَاهِبَةً. Dan terbelah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. (Q.S. Al-Haaqqah [69]: 16) Baca: As-Samaa'.

#### Keterangan

lmam Al-Maraghi menjelaskan bahwa ناؤفي ialah rapuhnya kulit dan pakaian dan yang sama keduanya dan di antaranya dikatakan: ومت عزال (wadah awan itu lemah menampung air hujan). <sup>21</sup> Sedangkan, ناهية: Lemah kekuatannya. Misalnya ucapan pendendang:

خَلْ سَبِيْلُ مَنْ وَهِيَ سَفَاوَهُ

## وَمَنْ هَرِئِقُ بِا ٱلفَلَاتِ مَاوَهُ

"Biarkanlah jalan bagi orang-orang yang lemah, tiidak punya minum, biarkan pula orang yang airnya ditumpahkan di tanah padang pasir".<sup>3</sup>

## (وَنْكَأْنَّ) Wayka-ana

Firman-Nya, وَيِكَانُ اللَّهِ يَبْسَطُ الرَّزَقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِنَادِهِ Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. (Q.S. Al-Qashash [28]; 82)

Keterangan

Way adalah kalimat yang dinyatakan sebagai ungkapan penyesalan dan kekaguman. Anda mengatakan, اله روي لعبدالله

## (وَيُلُ) Waylun

Firman-Nya, وَقَالُ اللّٰهِ فَيْلُاكُمُ مُوْالِهُ اللّٰهِ فَيْرٌ Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (Q.S. Al-Qashash [28]: 80)

1. Tofsir of-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm, 33 , Ar-Raghib, Op-Cit , hlm, 572

Keterangan

Wayl, makna asalnya adalah mendoakan kebinasaan. Kemudian, digunakan dalam arti meninggalkan apa yang tidak disukai. المحافظ المعالمة المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ

Firman-Nya, فَالْتَ يَالِيُوْنَا عَجُورٌ وَمَدَّا بَعْلِي شَيْعًا (Q.S. Huud [11]: 72) Yaa wailatanaa, asalnya yaa waila, yakni kata-kata yang diucapkan seseorang ketika mengalami sesuatu yang penting. Seperti musibah, kesedihan atau hal yang memalukan, sebagai ungkapan kagum, tidak setuju, atau mengeluh.<sup>3</sup>

Pada surat Al-Baqarah terdapat pengulangan kata waylun dalam satu ayat, yang bunyinya, قَوْنَلَ يَكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لِبَشْتُرُوا بِهِ لِللهُ لِبَشْتُرُوا بِهِ . Yakni kata yang ditujukan terhadap orang-orang yang menulis Al-kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan: "Ini dari Allah" (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 79)

Sedangkan keberanian (secara sengaja) mereka dengan mengadakan kedustaan lantaran meyakini bahwa mereka tinggal di neraka hanya beberapa hari saja, tidak lama. (ayat ke-80)

Selanjutnya kata *wail*, dimuat di beberapa tempat, antara lain:

- Ditujukan kepada orang-orang kafir, yakni mereka yang beranggapan bahwa penciptaan langit dan bumi tanpa mengandung hikmah. (Q.S. Maryam [19]: 27)
- Ditujukan kepada orang-orang yang keras hatinya, yakni mereka itu adalah yang tidak mau menerima agama Islam. (Q.S. Az-Zumar [39]: 22)
- Ditujukan kepada orang-orang musyrik, yakni yang tidak percaya tentang adanya utusan

<sup>2</sup> Mu'jom Mufradot Alfoazhil Qur'on, htm. 572, Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 151.

<sup>3</sup> Tafsir Al-Maraghs, plid 10 juz 29 hlm 12.

<sup>4.</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm. 572.

<sup>1.</sup> Tafsır al-Maroghi, jilid 7 juz 20 hlm. 96.

<sup>2.</sup> Ibud. jilid 5 juz 15 hlm. 155, Ar-Roghib, Op. Cit., hlm. 573; Asy-Syaukani menjelaskan di dalam kitab tafsimya bahwa Az-Zujaj mengatakan bahwa wail adalah kalimat yang diucapkan seseorang di saat mendapatkan kecelakaan, petaka. Al-Farra' mengatakan bahwa asalnya adalah لياب. Dan وو dengan makna ab-bozn (kesediban). Fathul Qadin, jilid 4 hlm. 390.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Maraghr plid 4 juz 12 hlm, 58.

## +@[

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Tuhan (rasul), dan mereka tidak meyakini akan ke-Esaan Tuhan. (Q.S. Fushshilat [41]: 6)

- Ditujukan kepada orang-orang zalim, yakni memperselisihkan Isa a.s., yang memberikan keterangan tentang adanya hari Kiamat.(Q.S. Az-Zukhruf [43]: 61, 65)
- Ditujukan kepada affaak dan atsiim, yakni mereka yang mendengarkan ayat-ayat Allah namun tetap dalam kesombongannya, seakanakan belum pernah mendengarnya; dan bila dibacakannya kembali ayat-ayat Allah mereka mengolok-olok. (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 7-9) Baca Affaak, Atsiim.
- Ditujukan kepada al-mukadzdzibiin (para pendusta), yakni mereka yang bermain-main dalam kebatilan. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 12-13)
- 7. Ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengingat kelahirannya. proses saat ditempatkannya di dalam tempat yang kokoh (rahim) hingga ditentukan bentuk kejadiannya. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 19-23); dan pada surat ini kata wail di muat secara berselang hingga pada ayat ke 50 dan pada akhir ayat dalam penutup surat Al-Mursalaat tersebut ditekankan bahwa letak wail nya adalah karena mereka tidak percaya Al-Qur'an sebagai al-hadiits (yang memuat cerita kejadian umat sebelumnya).
- Ditujukan kepada orang-orang yang curang, yakni mereka apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dilebihkan; dan apabila menakar untuk orang lain mereka menguranginya. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 1-3)
- Ditujukan kepada humazah dan lumazah; dan mereka juga mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dan mengira bahwa hartanya dalam mengekalkan hidupnya. (Q.S. Al-Humazah [104]: 1-3)
- Ditujukan kepada orang-orang yang salat, yakni mereka yang lalai dari salatnya; mereka yang berbuat riya', dan enggan memberikan pertolongan dengan barang-barang yang berguna. (Q.S. Al-Maa'un [107]: 4-7)
- Ditujukan kepada orang-orang yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]; 18)

Baca Ta'ala, Subhaanallaah, Washafa.

Firman-Nya, وَقَالُوا يَاوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ الْذِينِ dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 20) yakni, hari keputusan(نِوَمُ النَينِ) yang selalu mereka dustakan. (ayat ke-21)

Begitu juga, Waila-kum yang tertera di dalam surat Thaaha ayat 61, berarti "Celakalah kalian". <sup>11</sup> Yang ditujukan kepada Fir'aun yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah.

Begitu juga orang yang berkata kepada kedua orang tuanya yang menyeru untuk beriman terhadap hari kebangkitan dan menganggap adanya hari kebangkitan adalah cerita orang terdahulu, dinyatakan di dalam firman-Nya, وَنَكُ "Celakalah لَمُ اللهِ حَقَّ فَيْقُولُ مَا هَذَا اللهِ الْأُولِينِ "Celakalah kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalaha benar". Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyanlah dongengan orang-orang dahulu belaka". (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 17)

Firman-Nya, فَوْنِلْ لِلْقَاسِيَةِ فَلَوْيُهُمْ مِنْ ذِكْرِاللَّهِ. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. Az-Zumar [39]: 22) maksudnya adalah Abu Jahal dan para pengikutnya dar kafir Quraisy. <sup>23</sup>

Ibnu Athiyah menjelaskan bahwa waylun, maknanya kebinasaan, kesedihan, dan hancurnya kulit (ats-tsabuur wal-hazn wa sy-syiqaaqul-aduum). Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lainnya, bahwasanya lembah di dalam jahannam dinamakan waylan.<sup>3</sup>

## (أُوْلَىٰ لَكَ) Awlaa-laka

Firman-Nya, اَوَلَى لِكَ فَاَوَلِى اللهُ فَاَوْلِى اللهُ فَاَوْلِى اللهُ فَاَوْلِى اللهُ فَاَوْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ Kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu, dan kecelakaanlah bagimu. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 34-35)

#### Keterangan

Awla laka artinya celakalah kau. Yakni, doa terhadapnya bahwa apa yang dibencinya telah dekat. Sedang فأول ialah kecelakaan itu lebih pantas bagimu dari pada orang lain. Kecelakaan pertama menunjukkan doa terhadapnya, bahwa

<sup>1</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 16 blm. 123.

An-Nukatu wal 'Uyuun 'ala Tajsır Al-Maowordı', jılıd 5 hlm. 122.

<sup>3.</sup> Ibnu 'Athiyah, Al-Muharrar Al-Wajuz, juz 15 hlm. 352.



apa yang dibencinya telah dekat, dan kecelakaan kedua menunjukkan doa terhadapnya, bahwa dia lebih dekat kepada kecelakaan itu daripada orang lain.<sup>13</sup>

Di dalam Kitab At-Tashil, dinyatakan, bahwa اَوْلَى لَكَ فَاَوْلِ merupakan kalimat yang maknanya tahdid (ancaman) dan doa kebinasaan. Sebagian ahli tafsir berpendapat, bahwa aulaa lahum, maknanya lebih berhak dan lebih pantas kebinasaan buat mereka (ahaqqa ajdara bihim).

Firman-Nya, وَذَكِرَ فَهَا الْبَعْالُ رَأَيْتُ النَّبِينَ فِي فَلْوَيِهِمْ عَلَيْهِ مِنَ الْوَتِ فَاَوْلَ لَهُمْ dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. (Q.S. Muhammad [47]: 20)

Maka, نول لينه: kecelakaan besarlah bagi mereka, berasal dari أنول yang berarti alqarbu(dekat). Sedang yang dimaksud adalah doa atas kebinasaan mereka, yakni agar mereka didekati oleh sesuatu yang tidak disukai.<sup>1</sup>

Di antara tarkib (susunan kalimat) yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab (sunannul 'Arab) bahwa pengulangan suatu kalam dimaksudkan dengan "besarnya perhatian" , أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى Aterhadapnya. أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ terhadapnya. أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى sebagaimana ayat di atas; begitu juga فَوَنُكُ لِلَّذِينَ يَكَتُّبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ بِقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ نُمَنَّا -Q.S. Al) قَلِيلًا فَوَنَكُ لَهُمْ مِمَّا كَتَيْتُ أَيْدِيهِمْ وَوَنَكُ لَهُمْ مِمَّا يَكُسِبُونَ Bagarah [2]: 79), yang pengulangannya tiga(3) kali dalam satu ayat (Baca, Wayl); begitu juga بَعْمَا تُكَذِّيان yang terdapat pada surat Ar-Rahman yang dimuat secara beruntun (ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,59, 61, 63, 65, 67, 69, بِأَنْ مَعَ الْعَسَرِيْسُوَّا إِنْ مَعَ الْفَسِرِ Degitu juga إِنْ مَعَ الْعَسَرِيْسُوًّا إِنْ مَعَ الْفَسِر نينا (Q.S. Alam Nasyrah [94]: 5-6); begitu juga 🛣 .Q.S) سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كُلاً سَوْفَ تَعْلَمُونَ - كُلاَّ لَوْ نُعْلَمُونَ عَلَمَ الْيَمْنَ At-Takaatsur [102]: 3-5).



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 153.

Lihat, Tsa'alabi, Fighul-Lughah wa Sirrul-'Arabiyyah, Qismuts-Tsaaniy, htm. 273-274.



<sup>2.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm. 211.

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 64.

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an





#### (يَئسَ) Ya-isa

#### Keterangan

Al-Ya'su ialah hilangnya semangat. Dikatakan بَنِينَ وَاسْتَيْنَا seperti halnya kata غِبِت لا seperti halnya kata بِنِينَ وَاسْتَغَجْر Kata putus di antaranya menggambarkan sebuah kondisi seseorang, baik putus asa, misalnya yalisa צُ بَيْنِسُنَ مِنْ رَوْحِ الله Atau putus dalam arti yang lain misalnya wanita yang tidak haid lagi dinyatakan: Makna ya-isa, "putus", misalnya: وَاللَّانِي بِنِسُنَ مِنَ النَّجِيضِ, yakni perempuanperempuan yang tidak haid lagi (monopause) (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4)

Imam Al-Maraghi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa Ya-uusan (نينوسا) yang tertera pada ayat di atas adalah keadaan yang sangat berputus asa dan pesimis terhadap rahmat Allah. الإعلام Yakni, gambaran umum tentang kondisi susah yang menimpa manusia; dan ayat yang lain juga menyatakan, اويذا هنية الشَرْكَانَ يَنُوساً ...dan apabila ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa. (Q.S. Al-isra' [17]: 83)

Makna putus asa dinayatakan juga di ayat yang lain: الْيُوَمْ بِنِينَ الْبُينَ كَفَرُوا مِنَ بِينِكُمُ ...Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agama kamu.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3)

lmam Ar-Razi menjelaskan bahwa *ayisa* dan juga *ya-isa* keduanya dalam bab *fahima* dan أيْسَهُ di antaranya dengan tidak dibaca pajang *alif*-nya seperti أَيْسَهُ, dan begitu pula kata

1. Tafsir Al-Maraghi, jilid S juz 15 hlm. 81; Muʻjam Mufradat Alfaazhit Qur'an, hlm. 574; Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa al-ya'su lawan dari arraja' (harapan) Lisoanul 'Arab, jilid 6 hlm. 260 maddah منافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع ditasydiakan ya'-nya, yakni, نَأْبِنِمان. Yang artinya "keputusasaan". <sup>11</sup> Bahwa *al-aasaa*: kesedihan yang amat sangat. <sup>23</sup>

Adapun firman-Nya, وَلُوْانَ فَرْمَانَا سَيْرَتُ بِهِ الْجِيالُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْجِيالُ أَنْ لَوْ يَشْلُهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفْلَمْ يَيْنُسِ النّبِينَ فَطِعَتُ بِهِ الْأُوضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْتُوْفَى بِنِ لِلّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفْلَمْ يَيْنُسِ النّبِينَ لَمُ الْفُاسُ جَمِيعًا عَلَى النّاسِ جَمِيعًا suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentu Al-Qur'an itulah dia). Sebenarnya segala itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 31)

Kata Yai-sa adalah bahasa Hawazin yang artinya "mengetahui". Dikatakan maknanya apakah mereka tidak mengetahui dan tidak menginginkan. Imam Al-Bukhari menjelaskan di dalam kitab sahihnya bahwa اَقُلُمُ يَنْفُونُ maknanya lam yatabayyan (belum jelaskah). 51

#### (نَنْسُا) Yabasan

Firman-Nya, وَمَسَنِعَ سُتُبُلَاتِ خُصْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ Dan tujuh gandum yang hijau dan tujuh bukir lainnya yang kering. (Q.S. Yusuf [12]: 43)

#### Keterangan

Dikatakan, بَنِسَ الشَّيَ يَنِسَ, dan al-yabsu keringnya tumbuh-tumbuhan dan keadaannya yang berair lalu mengering.<sup>6)</sup> Sedang, Yabasan yang tertera pada ayat tersebut ialah jalan yang kering dan tidak berair.<sup>7)</sup> Dan tertera pula di dalam firman-Nya, فَارْمُنْ فَي الْبَحْرَانِيْسَا Maka

<sup>1.</sup> Muhtaarush-Shihhaah, hlm 35, maddah \_\_\_; i begitu pula, Aasaa: (Q.S. Al-Araaf [7]: 93) ialah a<u>h</u>zana. Lihat, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 3 hlm. 133.

<sup>2</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 3 juz 9 hlm. 8.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 5 juz 13 hlm. 102.

<sup>4</sup> Ar-Raghib, Op. Cit., hlm 574.

<sup>5.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 150.

<sup>6.</sup> Ibid. htm. 574.

<sup>7.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 133; Ar-Raghlb, Op. Cit., hlm.

## -----<del>(</del>

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



buatkanlah untuk mereka jalan kering di laut. (Q.S. Thaaha [20]: 77)

### (يَيِرَ) Yatira

Firman-Nya, وَاللّٰهُ مَعْكُمْ وَلَنْ يَتْرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ dan Allah bersama kamu dan takkan mengurangi amal-amal kamu terhadapmu. (Q.S. Muhammad [47]: 35)

Keterangan

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa lan yatirukum a'maalakum, berasal dari perkataan, وتَرَت الرَّجَل: Anda membunuh seseorang dari warga orang itu, seperti anak atau saudaranya, atau kawannya, atau kamu merampas hartanya dan melenyapkannya. Jadi disia-siakannya amalan seseorang yang dilakukan oleh seorang pembunuh, yang berarti menyia-nyiakan sesuatu yang berharga, yakni jiwa dan harta benda. 1

## (يَتُّقِي) Yattaqi

Firman-Nya, الفمن يتَقي بِوجْهِهِ سُوء العدَاب يَوْمَ القِيامَةِ ، (Q.S. Az-Zumar [39]: 24)

#### Keterangan

Mujahid berkata: Yattagiy biwaihihi maksudnya yujarru 'alaa wajhihin-naari (menarik mukanya dari api neraka). 21 Diungkapkan dengan kata wajhun, "wajah" sebagai anggota tubuh yang terhormat adalah untuk mewakili secara keseluruhan dari diri manusia. Karena manusia apabila bertemu dengan sesuatu yang menakutkan maka ia menghadapi terlebih dahulu dengan tangannya. Lantaran tangannya dalam keadaan terbelenggu maka merekapun membentengi neraka dengan menyodorkan wajahnya. 3 Dan dalam susunannya terdapat bentuk khabar yang dibuang, dan khabar tersebut diperkirakan: كين <sup>4</sup>.هو امن من العذاب

Ayat di atas adalah jenis istifhom inkariy. Yakni, mengingkari adanya keserupaan antara yang aman sentosa dari azab akhirat dengan yang diseret mukanya ke api neraka. Redaksi ayat di atas semakna dengan yang tertera di dalam surat Fushshilat: أَهْنَنَ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنَ يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ (Q.S. Fushshilat: 40)

Ungkapan takhyir (memilih) dengan huruf am, "atau" tidak dimaksudkan perintah memilih, namun mengetuk kesadaran dengan bertafakkur agar terhindar dari api neraka.

## (يَتُمْطُي) Yatamath-thaa

Firman-Nya, نُمُ دَمَتِ إِلَى آمَلِهِ يَتَمَكُّى : Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. (Q.S. Al-Qiyaamah [75]: 33)

Keterangan

Yakni, membentangkan punggungnya, dan al-mathiyyah ialah sesuatu yang berada di atas punggung unta.<sup>1]</sup>

#### (نٹیمًا) Yatiiman

Firman-Nya, يَتَيْمَا ذَى مَقْرِيةِ: *Anak yatim* yang ada hubungan kekerabatan. (Q.S. Al-Balad [90]: 15)

#### Keterangan

Al-Yutmu dan Al-Yatiim ialah al-infiraad wa al-fardu (sendiri), atau faqdul-abb (kehilangan ayah). Ar-Raghib menjelaskan bahwa Al-yutmu adalah putusnya anak dari ayahnya sebelum masa balig dan terjadi pula pada seluruh hewan sebelum mendapatkan ibunya. Al-

## (نَدٌ) Yadun

Firman-Nya, فَلْ اللّٰهِمُ مَالِكَ اللّٰكَ تَوْتِي اللّٰكَ مِنْ نَشَاء بِيدكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ وَتَوْتُمُ مَالِكَ اللّٰجِيرُ إِنَّكَ لَمُاء وَتَوْتُمُ مَا نَشَاء بِيدك الْخَيْرُ إِنَّكَ Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 26)

<sup>2.</sup> Tarab Qamus Al-Muhith, juz 4 bah ya him. 670 maddah , a.g. 3 Ar-Raghib. Op. Cit., him. 575; al-Jugani menjelaskan bahwa ol-yatim adalah yang ditingal mati oleh ayahnya karena ayahnya adalah yang membayainya (menanggung beban hidupnya), bukan ibunya. Sedang pada hewan maka al-yatim adalah yang ditinggal sendinan oleh induknya (ibunya) karena susu dan makan dari ibunya. Lihat, Kitab At-To'rufaat, bab ya'him. 258



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 9 juz 26 hlm. 73.

<sup>2</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 186

<sup>3.</sup> Kitab At-Toshil li-'Ulumit Tanzıl, juz 2 hlm. 268

<sup>4</sup> Fothul Bayon fi Maqoshidil Qur'an, juz 2 film. 108.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mirfradat Aifoozhil Qur'an, hlm. 490; Al-Kasysyaaf, juz 4 hlm. 193.

## ~**+**@

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### Keterangan

*Bi-yadikal-khair* dalam ayat tersebut ialah dengan kekuasaan-Mu yang tidak bisa ditakar kemampuannya.<sup>1]</sup>

Al-Yadu adalah bagian dari anggota badan kita (tangan), yang asalnya يَدَيُ oleh karena itu mereka mengatakan jamaknya dengan بَنْنَيْ dan بَيْنَيْ dikatakan yadiyyun seperti halnya kata 'abdun dan 'abiidun.' Di dalam Qamus dijelaskan bahwa al-yadu artinya telapak tangan (al-kaffu), atau dari ujung jari hingga pundak. Seperti firman-Nya, أَمْ لَهُمْ تَيْدِ يَبْطَشُونُ Atau ia mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 195); begitu juga firman-Nya, وكفَ أَيْدِي النَّاسَ عَنْمُ Dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu. (Q.S. Al-Fath [48]: 20)

Berikut ini maksud yang dikandung oleh kata yadun dan perubahan bentuknya (tasrif), antara lain:

- Firman-Nya, امتيزعلى ما بِعُولُونَ وَاذْكُر عَبْدَنا وَاوْدَ فَا الْأَيْدِ اللهِ (Q.S. Shaad [38]: 17) maka al-aidu dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas adalah alquwwah fil-'ibaadah (kuat dalam menjalankan ibadah).
- 2) Firman-Nya, إلا أن يعقون او يعقو الذي يبدم غقدة النكاح وان . (Q.S. Al-Baqarah [2]: 237) Maka, bi-yadihi uqdatun-nikaah maksudnya ialah suami pertama yang berhak menikahi kembati atau melepaskannya. أنا المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ا
- 3) Firman-Nya, حتى يُعطُوا الجربة عن بد وهُمْ صاغرون (Q.S. At-Taubah [9]: [29) Maka, al-yadd berarti kelapangan dan kesanggupan.<sup>9</sup>
- Yadun berartı mılık (al-milk), seperti firman-Nya, غل ان النظال بيد الله Katakanlah:

"Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah...." (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 73)

5) Firman-Nya, يَانِيلْيُسْ مَا مَنْفَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِلَّا خَلْقَتْ بِيَدَيْ
 (Q.S. Shaad [38]: 71)

Perihal ayat tersebut, Al-Kalbi menjelaskan bahwa kata bi-yadayya adalah bentuk musyabahah (penyerupaan) yang menuntut adanya keimanan (al-iimaan) dan menerima secara pasrah (attasliim), dan yang mengetahui hakekatnya ialah Allah. Al-Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayyib adalah اَلْيَدُ وَ الْعَانُ وَ الْوَجِّهُ مَا adalah الْيَدُ وَ الْعَانُ وَ الْوَجِّهُ مِنْ adalah sifat-sifat tambahan yang tetap lekat pada-Nya (zaa'idah 'ala shifaatil-muqarrarah). 11 Az-خَلَقْتُ Zamakhsyari menceritakan bahwa makna خَلَقْتُ ialah Aku (Allah) menciptakan tanpa adanya بيدئ perantara (khalagtu bi-ghairi waasithah).<sup>2</sup> Ibnu 'Athiyah menjelaskan bahwa di dalam atsar dijelaskan bahwa di antara yang diciptakan oleh Allah *ta'ala* dengan Langan-Nya adalah al-'arsy, Adam, jannatu 'adn, dan al-galam. Sedangkan semua makhluk-Nya diciptakan dengan menggunakan ungkapan "kun". Dan bila benar berarti hal tersebut menunjukkan mulia-Nya sekaligus sebagai tanbih (penggugah).3)

Selanjutnya, sejumlah ayat yang memuatnya antara lain: Firman-Nya, الله وَالله عَلَيْكُوا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

## (يَدُعُ) Yadu'-'u

Firman-Nya, قَدَلِكَ الَّذِي بَدَّغُ الْبِيْمِ (Q.S. Al-Maa'un [107]: 2) Menurut Mujahid, yadu'-'u berarti yadfa'u 'an haqqihi (menghalangi

<sup>1</sup> Tafsir Al-Maraghi, jiis 1 juz 3 tilin 130, tibiu Marahur menjelas kan bahwa Ibiul Arabi memberikan makna seputar kata yadan, antara lain kenikmatan (غلبته), kekuatan (غيال), kekemdar (غيالية), haki mtilik (غيالية), menguasai (غلبته): kelempok (غيالية), makari (غيالية), makari (غيالية), yakni خيالية (apabula menyesai), hantuan, pertolongan (غيالية), membe gah kezalimar (غيالية), memberikan keselamatan, kesejohteraan (غيالية), memanggung, menjamin (غيالية), dan dikatakan kepada erang yang terkena hirkunan. على الرحل المعالمة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

<sup>2</sup> Ar-Raghib. Op. Ot., him 575,

<sup>3.</sup> Tartib Qamus Al-Muhiith, joz 4 bab yu hlin (67) muddah 🚕

<sup>4.</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 186.

<sup>5.</sup> Tofsic Al-Maraghi, julid 1 jul 2 blov 196; Ar-Raghib, Op. Cit., blos.

<sup>6.</sup> Ibid, jilid 4 jaz 10 hlm 91.

<sup>1.</sup> At-Toshid & Uluemit-Tonziil, yuz 2 hlm. 260.

<sup>2</sup> Al-Kasysyoof, juz 3 hlm. 3834

<sup>3.</sup> Ibnu 'A' hiyah, Al-Muharror Al-Wayirz, juz 12 hlm. 488.



haknya). Dikatakan, dari دغفت, maka yadu'-'uuna berarti yadfa'uuna.'1

### (پُذَنِينَ) Yudniina

Firman-Nya, يُدنِينَ عَلَهُنَ مِنْ جَلَابِيهِينَ Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59)

#### Keterangan

Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa adalah menurunkan dan mengendorkan بدنين (yasdilunna wa yurkhiina). Asal katanya adalah الأوذناء, yakni at-taqriibu (dekat). Dikatakan kepada seorang istri bila melepaskan baju suaminya, dengan ungkapan: اَذِنَى تُوْبِكَ عِلْي وَجِيك Maksudnya, turunkanlah bajumu ke wajahmu. 41

## (پُسْرَى) Yusray

maka Kami kelak :فسنيسزه لليُسرى akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. (Q.S. Al-Lail [92]: 7)

#### Keterangan

Lil-yusra pada ayat tersebut maksudnya ialah kepada budi pekerti yang bisa mengantarkannya ke arah kemudahan dan kelapangan serta kepada kenikmatan yang akan diraihnya. 11 Al-yusru adalah lawan dari al-'usra (sulit). Dan dikatakan, نيشركذا واستيسز, berarti tasahhala (memudahkan). Dan di antaranya dikatakan, ايَسرت المُزَاةُ وَتَعِشَرت فِي كِنَا ا yang berarti perempuan tersebut telah memberi kemudahan dan mempersiapkannya begini.41 Dan yang :وكان ذلك على الله يُسيرا , Seperti firman-Nya demikian itu adalah mudah bagi Allah". (Q.S. Al-Ahzaab [33]: 19)51 Yusray pada ayat tersebut ditujukan kepada Allah, Yang Menggugurkan amal orang-orang yang tamak (asyihhatun alal-khair), lantaran tidak beriman kepada Muhammad, dan mereka adalah orang-orang yang amat kikir (asyihhatun) Lihat juga, surat Yusuf [12]: 65.

Dan firman-Nya, فَإِنَّمَا يِسْرِنَاهُ بِلَسْانِكُ Maka sesungguhnya telah Kami mudankan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. (Q.S. Maryam [19]: 97)

Begitu pula firman-Nya, ثُمُ السَيِيل يَشْرِهُ: Kemudian Dia memudahkan jalannya, (Q.S.

'Abasa [80]: 20) Maka, Yassarahu, dalam ayat tersebut maksudnya ialah memudahkan baginya menempuh jalan baik dan jahat. 11

Adapun Yasiir berarti sedikit, tidak banyak, ما:dilihat dari kemurahannya, seperti firman-Nya تَنْبَثُوا بِهَا الَّا يُسِيرًا: Dan mereka tiada akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat saja. (Q.S. Al-Ahzaab [33]: 14)

## (الْكُنْسَةُ) Al-Maysiiru

Al-Maysiiru: judi. Asal katanya diambil dari al-yusr yang berarti mudah atau gampang. Sebab, pekerjaan ini tidak ada masyagat dan kesusahannya.21 (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219)

Firman-Nya, قُولاَ مَيْسُوْرِا: Ucapan yang pantas, Arti selengkapnya, berbunyi: Jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (Q.S. Al-Isra' [17]: 28) Baca Qaulan.

Firman-Nya, وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةَ فَنظَرَةً إِلَى مِيْسِرَةً dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai *dia berkelapangan.* (O.S. Al-Bagarah [2]: 280) Baca: Shaadagatun (wa in Tashaaddaguu),

## (يَسُطُونَ) Yasthuun

: يِكَادُونَ يَمْ طُونَ بِالنَّذِينَ يُتَلُونَ عِلَيْهُمْ ءَايَاتِنَا , Firman-Nya Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. (Q.S. Al-Hajj [22]: 72)

#### Keterangan

Yasthuun adalah yafruthuun (mereka mencerai-beraikan) dari as-sathwah. dan dikata-kan بَشَطُون يُبْطَشُونَ Sedang, Yasthuun dalam ayat tersebut ialah menyerang mereka karena sangat marah. 4 Yakni, karena sangat jengkelnya kepada orang-orang mukmin yang membacakan Al-Qur'an itu, hampir-hampir saja mereka melompat, menyerang, menghantamkan tangan dan melontarkan kata-kata buruk kepada mereka.5]

<sup>1</sup> Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm 232 2. Ash-Shabuni, Tofsir Ahkom, phd 2 him 374

Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 175.

<sup>4.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoazhil Qur'on, him 576.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 13 hlm. 14.

<sup>1</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm 43; Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'an, film, \$75.

<sup>2.</sup> Ibid, jdid 1 juz 2 film, 138

<sup>3</sup> Strahifi Al-Bukhari, jilid 3 hlm 165.

<sup>4.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jdid 6 juz 17 hlm. 143

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juž 17 hlm. 143.





### (نَصِّدُعُونَ) Yash-shadda'un

Firman-Nya, يُومَندُ يَصُدُعُونُ Pada hari itu mereka terpisah-pisah. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 43)

Keterangan

Yashshadda'uun maknanya Yatafarraguun (tercerai-berai).11 Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa بصنتفون, menurut asalnya adalah بصنتفون, latu buruf ta' diganti dengan shad karena makhraj (tempat keluarnya huruf) saling berdekatan, kemudian huruf shad yang pertama diidhgham-kan pada huruf shad kedua, sehingga menjadi yashshadda'un, artinya "yang bercerai berai" atau "berpisah-pisah". Pengertian seperti ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Mutammim Ibnu Nuwairah, dengan mengatakan:

> وَكُنَا كُنْدَمَانِي خِذْنُمَةٌ حَفْيةٌ مِنْ الْدَهْرِ حَتَى قِبْلِ لَن تَتْصِدُعَا

فلما ثفرقنا كأءنى ومالكا

لطُوَل اجْتُمَاء لَمْ نَلْتُ لَيْلَةً مَعَا ۖ

"Janganlah kamu berdua menjadi teman minum Judzaimah, selama beperapa tahun, sehingga ada yang mengatakan bahwa kami tidak akan berpisah. Maka iadilah kami seolah-olan aku dan Malik, karena terlalu lama berkumpul, tidak pernah tidur bersama dalam satu malam".21

-maka sampaikan فاصدع بما تؤمر , Firman-Nya lah oleh mu segala apa yang diperintahkan. (Q.S. Al-Hijr [15]: 94) maksudnya, berterang-teranglah dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu. Berasal dari shada'a bil-hujjah, berarti menyampaikan hujjah dengan terangterangan.31

## (يُصِّدفُونَ) Yash-difuuna

سَنَجُزى الَّذِينِ يصِيفُونَ عَنْ ءَابِأَننَا سُوء , Firman-Nya العذاب بما كانُوا يصدفُون: kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpoting dari ayat-ayat Kami dengan siksaan yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling. (Q.S. Al-An'am [6]: 157)

## (يُضَاهِنُونَ) Yudhaahi-uuna

: يُضامِنُونَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ . Firman-Nya mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. (Q.S. At-Taubah [9]: 31)

#### Keterangan

yusyaakiluuna Yudhahi-uuna: (mereka meniru). Dikatakan asalnya أَنْهُمُو (mencela, mencaci), dan yang dibacakan dengannya. Dan adalah perempuan yang tidak haid dan الطَهُيَاءُ jamaknya dhuhan (شهو). أ Arti selengkapnya ayat tersebut berbunyi: Orang-orang yang yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah" dan orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putra Allah". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? (Q.S. At-Taubah [9]: 31)

## (يَطُوُفُ) Yath-thawwafa

Tidak ada: فَلا جُنامِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُ بِهِمَا Tidak ada: dosa baginya melakukan sa'i antara keduanya. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 158) (Q.S. Al-Hajj [22]: 29)

Keterangan

Kata yaththawwafu asal katanya ialah نقطوف, artinya melakukan tawaf berkali-kali, Tawaf adalah salah satu rukun ibadah haji yang dikenal di dalam Kitab, pengertiannya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali.21

## (يُوعُونَ) Yu'uun

Padahal Allah : وَاللَّهُ آعَلُمُ بِمَا يُوعُونُ Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka), (Q.S. Al-Insyigaag [85]: 23)

Keterangan

Yuu'uun maksudnya ialah hal-hal yang disembunyikan dalam hati berupa kedengkian, kezaliman, keingkaran dan sikap berpaling.<sup>3</sup>] Magatil berkata: mereka menyembunyikan amalamal mereka.4

<sup>1</sup> Shonià At-Bukhon, a5d 3 hlm. 177

<sup>2.</sup> Tafsir Al Merogni, jihid 10 juz 30 htm. 10. adapun yudzaimah, nama lengkapnya Judzarmah Af Aharasy, sebrang raja di negen Ai-Horah, Beliaumemiliki dua teman minum khamer, yakni Malik dan 'Ugail, sehingga Feduanya dijadikan sebagai peribahasa yang menunjukkan lamanya bermunadamah (teman seminum). Dan kerluanya menjadi teman inimum Judzaimah seJama 40 tahun) Ibid

<sup>3.</sup> Ibid. jillid 5 juz 14 hibn. 44.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfoozhil Gur'an, him 308; di dalam Mu'jam disebutkan مناماه herarti (tasyoobonoho (menirunya), berbuat seperti perbuatan (crang) terdahulu. Ma'jam Al-Woshth, juz 1 bab dhat hlm. 545.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 1 juz 2 hlm. 26.

<sup>3,</sup> tbio, jihá 10 tuz 30 hlm. 93.

<sup>4.</sup> Fathul Qadiir, jilid 5 hlm, 409





## (الْيَاقُوت) Al-Yaquutu

Seakan-akan : كَأَنَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمُرْجَانُ , Seakan-akan bidadari itu permata yaqut dan marjan. (Q.S. Ar-Rahman [55]: 58)

### (يَقَانُ) Yaqiin

وَالْدَيِن يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلِ الْيَكِ وِمَا أَنْزِلَ مِنْ Firman-Nya, وَالْدَيِن يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلِ الْيَكِ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ dan mereka yang beriman :قَبْلَكَ وَبَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ kepada Kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 4)

Keterangan

Al-Yaqiin ialah membenarkan secara pasti tanpa keraguan atau syak di dalamnya. Yakni terhadap Allah dan hari akhir bisa diketahui dalam diri seseorang melalui tingkah perbuatannya. 4

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa بقين, dengan difathahkan lalu dikasrah adalah masdar , yakni ilmu yang tidak disertai keraguan(al-'ilmulladzi la syakkun ma'ahu). Dan juga berarti keyakinan yang menghunjam kuat. Di antaranya menyaksikan dengan yakin (asy-syahadatu 'alal-yaqiin).1 Terdapat tingkatan kata yakin, di dalam hasyiyatush-shawiy dijelaskan 3 tingkat keyakinan, antara lain: 1) علمُ اليقين ialah mengetahui sesuatu tanpa menyaksikannya, 2) ialah mengetahui sesuatu disertai dengan عين اليفين خقُ البقين (ilmunya dan menyaksikannya, dan 3 ialah menyaksikan disertai dengan meraba dan menyentuhnya.3 Lihat surat At-Takatsur.

فكنَ تكذب بيوم الدين حتى ,Adapun firman-Nya نانا اليفين (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: 46-47) maka, hatta ataanal-yaqiin maksudnya ialah al-maut و اعبد ربك حتى بأتيك البقين kematian) seperti halnya) (Q.S. Al-Hijr [15]: 99), yakni al-maut. Demikian menurut para ahli tafsir. Dikatakan demikian

karena ia merupakan perkara yang diyakini dan tidak diragukan. 1 Ibnu 'Athiyah mengatakan bahwasanya yakin yang mereka kehendaki adalah apa yang mereka dustakan pada waktu hidup di dunia. Lalu mereka menjadi yakin setelah matinya, jelasnya, mereka mendustakan tentang adanya keyakinan kembali kepada Allah dan hari akhir.2]

وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتَهَا ,Sedangkan firman-Nya ,Q.S. An-Namt [27]: 14) Maka) أَتُفْسَهُمْ ظُلَمًا وَعَلُوْا istaigantahaa anfusahum, maknanya bahwa mereka mengetahui secara yakin bahwa ia benarbenar berasal dari Allah.3 Maksudnya mereka tolak dan ingkari ayat-ayat Allah (mukjizat) yang dibawa oleh nabi-nabi-Nya itu dengan cara aniaya dan sombong sedang hati mereka membenarkannya.4)

### (يَفَطَنُ) Yaqthiin

Dan Kami : وَانْبِيْتُنَا عَلَيْهِ شَجِرَةً مِنْ يَقَطِينَ Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 146)

Keterangan

بفطين Imam Al-Maraghi menjelaskan, bahwa بفطين ialah labu manis yang sekarang banyak dikenal. Ada juga yang mengatakan 'pisang'. Karena daun-daun pisang memang lebar, 51

## (أَلْيَمُّ) Al-Yammu

Firman-Nya, : فَانْتُقَمِّنَا مَهُمْ فَأَغَرْفُنَاهُمْ فِي الْبِمْ Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 135)

#### Keterangan

Al-Yammu: laut, yang dimaksud pada ayat tersebut adalah Laut Merah, tempat matinya Fir'aun dan bala tentaranya. Al-yammu menurut bahasa Mesir kebetulan sesuai dengan bahasa Arab, termasuk sekian banyak kata sinonimnya. menunjukkan bahwa kedua umat itu berasal dari satu keturunan.<sup>6]</sup> Al-Yammu maknanya

<sup>1</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid I juz 1 him. 44; Al-Jurjanı menjeləskən bəhwa of-yoqun menurut lughat adalah ilmu yang tidak ada keraguan besertanya, dan menurut istilah salah berilitigan terhadap sesuatu bahwasanya ia adalah begini yang disertai dengan keyakinan bahwasanya sesuatu itu. tidak mungkin kecuali begini karena sesuai dengasi kejadian yang tidak mungkin meleset. Selanjutnya, beliau membagi keyakinan tersebut dengan beberapa batasannya; pertama, jenis keyakinan yang yang masih diselimuti zhan; dan kedua mongeluarkan zhan; ketiga mengeluarkan ketidaktuhuan; keempot, mengelirarkan keyakinan muqallid yang dipegangi, dan menurut ahli hakikat adalah melihat dengan mata yang disertai dengan kekuatan iman, bukan dengan hujjah dan bukti(burhean). Uhat, Kitah Ar-Toʻrifaat, bab yo' him. 259

<sup>2.</sup> Mu'jam Lughatul Fuqaha', hlnı. 484

<sup>3</sup> Haasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalalom, juz 6 hlm. 469.

<sup>1</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 44.

<sup>2.</sup> Asy-Syaukani, fathul Qadiir, jilid S hlm. 333; At-Tushil fi "uluumit-Tanzil, juz 2 hlm S10; Al-Munarror Al-Wajiiz, juz 15 hlm. 196-197.

<sup>3.</sup> Tafsır Al-Maroghi, illid 7 juz 19 hlm. 121

d. A. Hassan, Tafsır Al-Furgan, catatan kaki no. 2743 hlm. 738

<sup>5.</sup> Yafsır Al-Maraghi, jilid 8 juz 23 hlm. 82

<sup>6</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 htm 45

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



al-bahru (laut) adalah lughat bangsa Qibti. المَّا خَفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي النَّمِ (Q.S. Al-Qashaash [28]: 7) Maka, Al-Yammu berarti "sungai Nil". المُّا Yakni, tempat Nabi Musa dihanyutkan di dalamnya.

## (ٱلْيَمِيْنُ) Al-Yamiinu

Menurut Ar-Raghib, al-yamiin asalnya adalah anggota badan (tangan manusia) dan dipergunakan dalam sifat Allah, <sup>3)</sup> seperti firman-Nya: وَالسَّمَاوَاتُ مَطَوِّاتُ بِنِمِينِه (Q.S. Az-Zumar [39]: 67) Sedang maksud bi-yamiinihi dalam ayat tersebut ialah dengan kekuasaan-Nya. <sup>4)</sup>

Beberapa makna yang dikandung oleh kata yamiin dan berbagai bentuknya, antara lain:

- 1) Firman-Nya, وَإِنْ إِنِّى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يِتَفَيْنًا طِلَالُهُ, Q.S. An-Nahl (Q.S. An-Nahl عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجُّنًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ([16]: 48) maka Al-yamiinu wasy-syamaa-il maksudnya dua samping sesuatu yang lebat, seperti gunung, pepohonan dan sebagainya. <sup>51</sup>
- 2) Firman-Nya, وَأَلْقَ مَا فِي يَبِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنْعُوا (Q.S. Thaaha [20]: 69) maka, *Maa fii yamiinika* maksudnya ialah tongkat. Disembunyikannya makna itu dengan maksud mengagungkan perkaranya.
- 3) Firman-Nya, ثَمْ كَانَ مِنَ النَّبَيْنَ وَامْنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَعْنِيةِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَعْنِيةِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَعْنِيةِ الْمُعْنَةِ (١٧)أُولِئِكَ أَصَحَابُ النَّيْمَنَةِ 17-18) Maka, Al-maimanah ialah jalan selamat menuju kebahagiaan.<sup>71</sup>
- 4) Firman-Nya, يَوْاجَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِقِ أَيْمَائِكُمْ وَلَكِنْ يُوْاجَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِقِ أَيْمَائِكُمْ وَلَكِنْ يُوْاجَذُكُمْ (Q.S. Al-Baqarah [2]: 225) maka, Al-aimaan maksudnya ialah, segala hal yang dijadikan bahan sumpah.<sup>8</sup>J
- 5) Firman-Nya, وَقَدَ نَجُعَلُوا اللّهَ عَرْضَةً لِإِنْمَانَكُمْ أَنْ نَبُرُوا Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 224)
- 6) Firman-Nya, لا يُواحَدُكُمْ اللهُ بِاللَّقُوفِي أَيْمَائِكُمْ وَلَكِنْ يُواحِدُكُمْ إِمَّا (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 89)

1. Al-Burhan fii "Uluumil Qur'an, juz 1 hlm 288

2. Tafsir Al-Moraghi, jilid 7 juz 20 hlm. 36.

4. Tofsir Al-Maraghi, jilid 8 juz 24 hlm. 28.

5. Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 87.

6. *lbid*, **plid** 6 juz 16 hlm. 126

7 Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 161.

8. *tbid*, **plid** 1 juz 2 hlm 160.

Maka, Al-Laghwu fil-Yamiin yang tertera pada ayat tersebut ialah perkataan seseorang secara tidak disengaja di dalam pembicaraan, seperti, "Tidak! Demi Allah,"<sup>11</sup> atau "Tentu! Demi Allah", sedangkan bi-maa 'aqadtumulaimaan: disebabkan kalian telah membulatkan tekad dan menyengaja untuk bersumpah. Makna asal dari kata *al-'aqdu* adalah lawan kata dari al-hallu,"membuka". Sebab itu 'agdul-aimaan, berarti menguatkan sumpah-sumpah dengan adanya kesengajaan dan tujuan yang benar. Sedangkan ta'giidul-aimaan berarti lebih menguatkannya.2

Adapun, Al-yamiin dan al-maimanah berarti "kanan", sebagaimana firman-Nya, نَّسَعَابُ الْبَينَةِ: Golongan kanan. (Q.S. Al-Muddatstsir [74]: 39); begitu juga firman-Nya, أَسْعَابُ الْبَينَةِ : Golongan kanan, yakni orang-orang mukmin. (Q.S. Al-Balad [90]: 18) (Q.S. Al-Waaqiah [56]: 8) maksud golongan kanan ialah golongan yang mendapatkan kebahagiaan.

## (يَنْبُوعًا) Yanbuu'an

Firman-Nya, وَقَالُوا لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجِّرَ ثَنَا مِن الْأَرْضِ, Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami." (Q.S. Al-Israa' [17]: 90)

Keterangan

Al-Yanbuu' ialah mata air (sumber) yang tidak kering airnya.<sup>3]</sup>

## (يَنْعُ) Yan'u

Firman-Nya, إِنَّ أَمْرَ وَبِنْعِهِ إِنَّ أَمْرَ وَبِنْعِهِ إِنَّ فِي Hadis أَمْرَ وَبِنْعِهِ إِنَّ فِي Hadis أَوْلَكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Alfah) bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-An'aam [6]: 99)

Keterangan

يُنفَتِ الظَّمْرَةُ تَيْنَعْضَ يَنْعًا وَيَنْعًا وَأَيْنَعْتُ إِيْنَاعًا Dikatakan, وَيَنفَتُ إِيْنَاعًا أَن (buah itu menjadi matang). أَوْمِي يَابُعَهُ وْمَوْيَعَةُ

2. *Ibid*, jilid 3 juz 7 hlm. 14.

3 Ibid. jilid S juz 15 hlm. 93,

4. Mu'jam Mufradot Alfoazhil Qur'on, hlm. 578.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhii Qur'on, hlm 577; menurut Al-Jurjani, ol-yomin menurut lughat adalah ol-qurwadh (kekuatan), dan menurut syara' adalah menguatkan satu dari dua ujung khabar dengan menyebut Allah to'olo, atau dengan menggantungkan nama-Nya. Lihat, Kitob At-Ta'riifaot, bab yo' hlm. 259.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 hlm. 14.





### (مَبِيجُ) Yahiiju

Firman-Nya, أَمْخِبَ الْكَفَّارَتِيَاتُهُ لَمْ يَهِيغُ Tanaman-tanamannya mengagungkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering.... (Q.S. Al-Hadiid [57]: 20)

Keterangan

Dikatakan, مَاجَ الْبَقْلَ يَهِيْغٍ, yakni sayuran (kubis) itu menguning dan masak. ا

### (يَهِيمُونَ) Yahimuun

Firman-Nya, اَلَمْ تُرَاثَتُمْ فِي كُلُ وَادٍ غِيمُونَ Tidakkah kamu tihat bahwa mereka mengembara di tiaptiap lembah. (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]: 225)

Keterangan

Kata نِيمُونُ maksudnya ialah mereka berjalan seperti berjalannya binatang, kebingungan, tidak menuju kepada sesuatu pun. <sup>2]</sup> Di dalam *Mu'jam* dijelaskan bahwa, مَامَ فَلانٌ – مَنِمًا وَ مَيْمَانُ , yakni, keluar di tempatnya dan tidak mengetahui arah mana yang akan dituju. Dan isim fa'ilnya adalah مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ

### (ٱلْبَوَمُ) Al-Yawmu

Firman-Nya, الْبَوْمُ نَجْزُوْنَ عَدَّاتِ الْبُونِ بِمَا كُنتُمْ نَقُولُونَ ...Di hari ini kami dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar... (Q.S. Al-An'aam [6]: 93)

Keterangan

adalah waktu yang Al-Yawmu ,(الْيَوْمَ), istimewa, lain dari yang lain, karena peristiwa yang terjadi padanya. Sebagaimana keistemewaan hari-hari yang dikenal, yakni dengan adanya terang, gelap dan sebagaimana hari-hari yang dialami bangsa Arab karena terjadinya peperangan dan permusuhan padanya. Sedangkan al-yawma yang terdapat pada ayat di atas adalah hari Kiamat, di mana pada hari itu Allah membangkitkan manusia untuk menjalani hisab dan menerima balasan. 4

1. Ibid, htm. 546.

578

Berikut ini pengertian dan makna seputar kata yawm yang tertera di beberapa ayat:

 Firman-Nya, الْيَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ مِينَكُم : ...pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu.... (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 3)

Al-Yawma, pada ayat tersebut, maksudnya "masa". Yakni masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. <sup>1</sup>

- 2) Firman-Nya, ئۇنۇنىدىنىڭ ئاڭۇبلون ...bergembiralah orang-orang yang beriman. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 4) Yakni, di hari kemenangan bangsa Rumawi; dan firman-Nya, كَمْرُوا مِنْ بِينِكُم الْيُوْمْ بِنْس الْنِين Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. (Q.S. Al-Maaidah [5]: 4) maka yawm dimaksudkan suatu peristiwa besar, menyangkut kemenangan suatu agama
- 3) Firman-Nya, واَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقُرِيَّةِ الَّبِي كَانَتْ خَاضِرةَ الْنِعِيمُ شَرْعًا وَيُومُ لا الْفَيْعَةِ فِي السَّبْتِ إِذَ تَأْتِهِمْ حِيثًا لَهُمْ يَوْمَ سَنِيْتِمْ شَرْعًا وَيُومُ لا الْتَهِمْ اللهُ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذَ تَأْتِهِمْ حِيثًا لَهُمْ يَوْمَ سَنِيْتِمْ شَرْعًا وَيُومُ لا الْتَهِمْ الْعَنْفِيمُ لا الْتَهْمِ Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di harihari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 163)

Maka, Yawmasabtihimialah penghormatan mereka pada hari sabtu. Orang mengatakan, شبنت الْهُودُ نَسْبَيْتُ ""orang Yahudi menghormati hari Sabtu dengan tidak bekerja pada hari itu, karena khusyu' untuk beribadah".<sup>2]</sup>

- Yawmu hunain (وَبِوْمَ خَنْبُنِ): perang Hunain. (Q.S. At-Taubah [9]: 25) Baca Hunain.
- 5) Firman-Nya, فَجُمَعُ النَّحْرَةُ لِيَفَاتَ يَوْمُ مَعْلُومٍ: Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 38) Maka, al-yawmul-ma'luum ialah hari perhiasan yang dibatasi oleh Musa di dalam perkataannya: "Wahai untuk pertemuan kami dengan kalian itu ialah hari raya dan hendaklah dikumpulkan

<sup>2</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 9 him. 92.



<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 112; Ar-Raghib, Op. Gt., hlm. 546.

Mu'jam Al-Wasiith, juz 2 bab wawu hlm 1004; Atau juga berarti mendapatkan berbagai ragam al-kalam (pandangan, pendapat) baik dalam bentuk pujian atau celaan sedangkan ia sendur tidak dapat menguasannya (memilih mana yang diambil dan dijadikan sebagai pegangan, bingung) ibud

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 7 hlm. 192; Ar-Raghib. Op. Cit., hlm

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no 397 hlm 157

# **-+**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



manusia pada waktu matahari sepenggalang naik." (Q.S. Thaaha [20]: 59)<sup>1]</sup>

- 6) Firman-Nya, وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَى عَلَيْهِنَا بَوْمَ الْفَرْقَانَ يَوْمَ الْفَرْقَانَ عَلَى عَلَيْهِنَا بَوْمَ الْفُرْقَانَ يَوْمَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَلَيْهِنَا : apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. (Q.S. Al-Anfaal [8]: 41) Maka, Yawmul-furqaan ialah hari ketika Allah memisahkan antara keimanan dan kekufuran, yaitu hari terjadinya peristiwa Badar, ketika dua golongan (mukminin dengan musyrikin) bertemu, di dalam peperangan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 21
- 7) Firman-Nya, وَأَذَانٌ مِنَ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ (Q.S. At-Taubah [9]: 3) Maka, Yawmul-hajjil-akbaar ialah hari Qurban, yakni pada hari segala kewajiban haji selesai dan orang-orang yang menunaikan ibadah haji berkumpul pada hari itu untuk menyempurnakan manasiknya. <sup>3</sup>
- 8) Firman-Nya: وَلا بَرْالِهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَى تَلْتَهُمْ عَلَالًا يَوْمٍ عُقْيِمٍ (Q.S. Al-Hajj [22]: 55) maka, Yawmun 'aqiim ialah hari yang berbeda dengan seluruh hari lainnya, tidak ada bandingannya dalam hal kedahsyatannya. Maksudnya ialah masa perang yang sangat hebat. Dan dijadikannya hari kedatangan azab sebagai 'hari yang sangat dahsyat', karena orang-orang yang berperang dinamakan 'anak-anak medan perang'. Apabila mereka terbunuh, maka hari ini dinamakan yawmun 'aqiim, hari yang sangat dahsyat.<sup>4</sup>
- 9) Firman-Nya, قَالَ مُوْعَدُكُمْ يَوْمُ الرَّبَيْةُ وَانَ يُخَشِّرُ النَّاسِ, Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik". (Q.S. Thaaha [20]: 59) Maka, Yawmuz-zinaa adalah hari raya mereka.
- رَفِيغَ الدُّرْجَاتَ ذُو الْعَرْسُ لِلْقِي الرُّوحَ مِنَ Q.S. Al-Q.S. Al- أَمْرِهِ عَلَى مِنْ بِشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِلْمَنْذِرِ بِهُمُ النَّلَاقِ Mu'min [40]: 15) maka, Yowmut-Talaqqiy adalah nama lain dari yowmul-qiyamah.

Dikatakan demikian, karena pada hari itu Al-Khaliq berhadapan dengan para mahluk ciptaannya (manusia, jin, malaikat dan mahluk lain) dalam upaya mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Pada ayat selanjutnya dijelaskan: (yaitu) hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. (Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Kepunyaan Aliah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. (Q.S. Mu'min [40]: 16)

- 11) Firman-Nya, وَأَنْذِوْهُمْ بِوَمِ الْأَوْفَةَ بِذِ الْفُلُوتِ لَذَى الْحَنَاجِرِ (Q.S. Aldu'min [40]: 18) Maka, Yawmul-Azifah ialah hari yang dekat kedatangannya. Dinamakan demikian karena dekatnya. Dikatakan, azafas-safaru, artinya qarbun (perjalanan tersebut dekat dan akan sampai pada tujuannya).
- 12) Firman-Nya, وَنَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ (Q.S. Al-Mu'min [40]: 32) Maka, Yawmut-Tanaadiy adalah yawmul-qiyamah itu sendiri. Dinamakan yawmut-tanaadiy, karena pada saat itu orang-orang saling menyeru, memanggil antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan pertolongan dan saling memberi pertolongan. Umaiyyah bin Ash-Shalat mengatakan:

وَبَثُ الخُلُقُ فِهَا اِذْدَخَاهَا فَهُمْ شَكَّائُهَا حَتَّى الثَّنَادِ

"Allah menyebar makhluk-Nya di muka bumi karena Dia telah menghamparkannya, Makhluk-makhluk itu menjadi penghuni bumi sampai hari Kiamat", <sup>3</sup>

Dan ayat selanjutnya menjelaskan: (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorangpun yang menyelamatkan kamu dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorangpun yang akan memberi petunjuk. (Q.S. Al-Mu'min [40]: 33)

13) Firman-Nya, يُوَمَ نَيْطِشُ الْكَارِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 7 juž 19 hlm. 58.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm 6

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 4 juz 10 hlm. 52.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 127.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm. 120

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 8 juz 24 hlm. 50.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 8 juz 24 hlm. 56.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 8 juz 24 hlm. 66.

## ~+{

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah pemberi balasan. (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 16) yakni, hari yang menerangkan keadaan sebenarnya pada saat Kiamat.

14) Firman-Nya, بِالْ لَعْتِيَاةِ الدَّبِينَ ءَامْلُوا فِي الْحَيْنِةِ الدَّبْنِيا (Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari Kiamat), (Q.S. Mu'min; 40: 51)

Maka, Yawma Yaquumul-Asyhaad ialah hari Kiamat. Asyhad (اشهاد) adalah kata jamak, dan mufradnya شهيدٌ, dengan makna syaahadu, artinya 'saling memberi kesaksian'. <sup>11</sup> Dan ayat selanjutnya menjelaskan: (yaitu) hari yang tiada berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah la'nat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. (Q.S. Mu'min [40]: 52)

- 15) Yawmul khuruuj, menurut Ibnu Abbas adalah hari keluar dari kubur. المعتمدة Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, عيوَمْ يسْمَعُونَ الصَّيْحَة (Yaitu) pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenarbenarnya, itulah hari keluar (dari kubur). (Q.S. Qaaf [50]: 42)
- 16) Firman-Nya, الثانية الفصل كان بهقاتا Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. (Q.S. An-Naba' [78]: 17) Maka, Yawmul-fashl ialah hari Kiamat. Dinamakan demikian karena pada hari itu Allah Swt. Mengadili semua makhluk-Nya dengan cara bijaksana. Dan ayat selanjutnya menjelaskan: yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok, (Q.S. An-Naba' [78]: 18)
- 17) Firman-Nya, وَالْيَوْمِ الْمِغُودِ dan hari yang dijanjikan, (Q.S. Al-Buruuj [85]: 2) Maka, maksud *al-yawmul-mau'uud* ialah hari kiamat. Sebab Allah telah menjanjikan terjadinya hari itu. <sup>4</sup>
  - 1. *tbid*, jilid 3 juz 7 hlm. 204
  - 2. Shahih Al-Bukhari, jilid 3 hlm. 198.
  - 3. Tafsır Al-Maraghı, jilid 10 juz 30 hlm. 10
  - 4. fbid, jilid 10 juz 30 hlm 97

- 18) Firman-Nya, يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَ (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. (Q.S. An-Naazi'aat [79]: 6) yakni bagian dari keadaan yang menggambarkan kejadian kiamat. Baca Raajifah.
- 19) Firman-Nya, إلى يؤم الوقب العلوم (suatu) waktu yang telah ditentukan. (Q.S. Al-Hijr [15]: 38) Maka, Yawmul-waqtil-ma'luum ialah waktu tiupan pertama, ketika seluruh makhluk mati, sebagaiamana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. أ
- 20) Firman-Nya, وَأَنْتَرَهُمْ يُوهُمْ الْعَسْرَةِ إِذْ قَصْنِي الْأَمْرُوهُمْ فِي غَفْلَة Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman. (Q.S. Maryam [19]: 39) Maka, Yawmul hasrati ialah hari Kiamat, ketika manusia menyesal atas kelengahannya terhadap Allah Swt.<sup>21</sup>
- 21) Firman-Nya, وَيَوْمَ نُسَيْرَ الْجِبَالِيّ: Dan (ingatlah) pada hari (yang ketika itu) kami perjalankan gunung-gunung. Arti selengkapnya, berbunyi: Dan (ingatlah) pada hari (yang ketika itu) kami perjalankan gunung-gunung. Dan kamu akan lihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorangpun dari mereka. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 47) yakni, gambaran kiamat dengan dijalankannya gunung-gunung.
- يَوْم يَفُوْ المَرْهُ مِنْ أَحْيِهِ (٣٤) وأَمْه وَابِيهِ (٢٥) . (توساجِئِته وَبِئِيه (yaitu) hari seseorang lari dari saudaranya. Dari ibu dan bapaknya, dari isteri dan anak-anaknya. (Q.5. 'Abasa [80]: 34-36) yakni, hari yang masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri.
- يُوْمْ يَجِمُعُ اللَّهُ الرَّسْلُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَتُمْ قَالُوا لا ,Firman-Nya (24) [24] . عَلَمُ لِنَا اللَّهُ النَّهُ عَلَّمُ الْغَيُوبِ

<sup>1.</sup> tbid, jilid 5 juz 14 hlm 20.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 6 juz 16 hlm 50

## 4

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an

Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka): "Apa jawaban kaummu terhadap (seruan) mu?" Para rasul menjawab: "Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib".(Q.S. Al-Maa-idah [5]: 109) yakni, keadaan yang menggambarkan pertanggungjawaban antara para rasul dan pengikutnya.

25) Firman-Nya, يَوْم يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيْدْعَوْنَ إِلَّ السَّجْوِدِ Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (Q.S. Al-Qalam [68]: 42) Maka, yawma yuksyafu 'an saaqin, maknanya tentang kesulitan

akhirat, demikian kata Al-Hasan; *kedua*, bahwa *as-saaq* adalah *al-ghithaa* (tutupan), demikianlah kata Ar-Rabi'; *ketiga*, maknanya ialah kesusahan dan kesempitan, demikian kata Ibnu Abbas; *keempat*, maknanya ialah pertanggungjawaban dalam menghadapi hari akhir dan lenyapnya dunia. Adh-Dhahhak berkata, bahwa yang demikian itu karena pada saat itu merupakan awal mula munculnya berbagai kesusahan. <sup>11</sup>

Yakni, ungkapan dahsyatnya perkara saat Kiamat untuk menjalani hisab dan balasan amal. Dikatakan, كَشِفْتِ الْعَرْبِ عَنْ سَاقٍ, bila perkara yang terjadi di dalamnya sangat dahsyat.<sup>2)</sup>

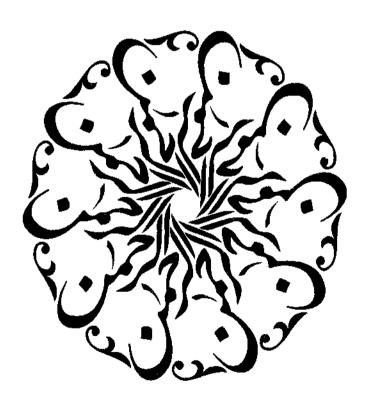

<sup>1.</sup> Lihat, An-Nukatu wai 'Uyuun Tofsir Al-Maawardi', juz 6 hlm. 70-71.

Haotsiyatush-Shoowiy 'alaa Tafsır Jalalain, juz 6 hlm. 230.



ISIM 'ALAM

#### Alif: 1

#### (الله) Allah

Allah adalah isim alam, khusus ditujukan kepada yang wajib disembah secara benar. Nama ini tidak boleh untuk selain Allah. Pada masa jahiliyah, jika bangsa Arab ditanya mengenai siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab "Allah". Dan jika mereka ditanya apakah tuhan latta dan 'uzza dapat menciptakan sesuatu seperti Allah, mereka akan menjawab "Tidak". Adapun untuk kata ilaah adalah isim (nama) yang ditujukan terhadap setiap sesembahan yang haq maupun yang batil, kemudian kata ilaah banyak digunakan untuk sesembahan yang haq. <sup>11</sup> Allah adalah pengetahuan yang menunjukkan atas Tuhan yang sebenarnya (haga) dengan dilalah yang mencakup maknamakna asma'ul-husna seluruhnya.21 Allah adalah yang mempunyai sembilan puluh sembilan nama yang dikenal dengan asmaa'ul husna. Dan mempunyai kekuatan hukum secara mutlak: (gisa kamitslihi syai'un, "tidak sama dengan mahluk-Nva."

Beberapa kata dan dhamir yang disandarkan dan merujuk pada Allah, antara lain:

- Kata "Allah" sendiri. Misalnya: Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". Katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak memahami (nya). (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 63)
- Kata Ilaah waahid (idhafah). Misalnya, ونا Sekali-kali tidak ada Tuhan melainkan Tuhan Yang Esa... (Q.S. Al-Maidah [5]: 73) yakni menolak angapan Allah itu tiga.
- Kata Rabb dengan diidhafahkan. Misalnya: شائلة في adalah Tuhan yang memelihara dua

- 4) Dhamir (kata ganti) dengan lafaz huwa (هم). Kedudukannya sebagai taukid (penguat). Misalnya: الله لا إله الا هو الحي الفيوم, "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal tagi terus menerus mengurusi (makhluk-Nya)". (Q.S. Al-Baqarah 'tidak'' , لا إله الأهويجي ويميت ربكم ورب أبائكم ;(255 :[2] ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian". (Q.S. Ad-Dukhan [44]: 8); موالقاهر فوق عباده, "dan Dia-lah Yang Maha Perkasa atas hamba-hamba-Nya". (Q.S. Al-An'aam [6]: [61]); begitu pula إِنَّ رِئُكَ هُوَ أَعَلَمْ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ , firman-Nya بالمُنتدين: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat jalannya dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. (Q.5. Al-An'am [6]: 117)
- 5) Dhamir dengan lafaz anta (قَتَ). Misalnya: بِالْكَ اَلْتَ عَلَامَ الْغَيْوِبِ: Sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib. Arti selengkapnya berbunyi: (Ingatlah), hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya (kepada mereka): "Apa jawaban kaum terhadap seruan kamu?". Para rasul menjawab: "Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui perkara yang ghaib". (Q.S. Al-Maa-idah [5]: 109)
- 6) Dhamir dengan lafaz anaa, ننى خابق نشرًا من Sesungguhnya Aku-lah (Allah) Pencipta بطني Sesungguhnya Aku-lah (Allah) Pencipta manusia dari tanah. (Q.S. Shaad [38]: 71); dan firman-Nya, إلنه أنه لا بالأنوجي إلنه أنه لا إلله من قبلك من رشول الإثنوجي إلنه أنه لا إلله الله المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعال

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 9 juz 27 hlm. 110



tempat terbitnya matahari, yaitu tempat terbitnya di musim panas dan di musim dingin. Sedangkan ريت المغريين, yang tertera di dalam surat Ar-Rahman ayat 17 adalah 'Tuhan pemelihara dua tempat terbenamnya matahari di musim panas dan di musim dingin'. <sup>11</sup> Baca Rabb.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 1 hlm. 27-28.

<sup>2.</sup> Al-Jurjani, Kitab At-Toʻriifaat, bab alif him 34.





المَالِأَثَاقَاعَتِيْدُونِ: dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 25)

Kemudian di antara sejumlah lafaz dengan bentuk masdar yang disandarkan secara langsung dengan kata Allah antara lain:

- Sunnatullah, yakni pengulangan kejadian atas perbuatannya berupa penumpasan dan perbaikan.
- 2) *Khalqullaah*, yakni ciptaan Allah mencakup sunnatullah, penciptaan agama untuk hambanya, penciptaan manusia.
- Shibghatallah, yakni celupan Allah berupa agama Islam yang sarat dengan tauhidnya, tidak mempersekutukan Allah, sebagai pemisah dari agama-agama selainnya, Yahudi dan Nasrani (kristen).
- 4) Sabiitillah, jalan yang diridhai Allah, yang selalu meniti di jalan-Nya, tidak membelok dan lurus berpegang teguh dengannya, di antaranya menuntut ilmu sebagai sarana menghamba kepada-Nya.
- 5) Baitullah, yakni rumah Allah (Ka'bah) yang didirikan oleh Ibrahim a.s. bersama anaknya ismail a.s. yang berasaskan tauhid, yakni membersihkan segala bentuk pemujaan batil (kemusyrikan) di sekitar rumah-Nya. Sebaliknya, berfungsi sebagai tempat salat dan i'tikaf.
- 6) Naaqathallah, yakni unta Allah sebagai mukjizat yang diturunkan Allah kepada nabi Saleh a.s. sebagai ujian kepada kaumnya dalam meraih keimanan atas keberadaan onta-Nya.
- Wajhullah, yakni bentuk pengabdian sematamata ingin mendapat ridha-Nya, dengan meniadakan penyembahan nafsu, dan berjalan di atas jalan-Nya.
- 8) 'Ahdullah, yakni perjanjian Allah kepada para hamba-Nya, berupa penyembahan hanya kepadanya, menaati hukum semata-mata terdorong oleh kebesaran-Nya karena Dia telah menyusunnya dengan ilmu-Nya.

- Yadullah, yakni kekuatan (pertolongan) Allah meliputi mereka yang berpegang dengan Al-Qur'an dan berpedoman dengan sunnah nabi-Nya, meski seorang diri.
- Shun'allah, yakni perbuatan Allah Swt. berkenaan dengan segala kejadian yang dilakukan-Nya, tanpa ada yang membatasi gerak-Nya.
- 11) Idznillah, yakni sebuah lisensi seorang hamba untuk dapat berbuat sesuai kehendak-Nya. Dan idznillah hanya berlaku terhadap para utusan-Nya, para nabi dan rasul Tuhan.
- Makarullah, yakni bentuk balas dendam Alah terhadap para pembuat makar. Dan Dia adalah sebaik-baik pembuat makar.
- 13) Sya'aa-irillah, yakni bentuk peragaan agama yang dipraktekkan oleh para nabi, dengannya agama Allah tersebar dengan tata cara yang diatur-Nya. Di antaranya berkurban pada idul adha dan manasik haji.
- 14) Dzikrullah, yakni ingat kepada Allah; bila merujuk kepada manusia maksudnya bentuk dzikir, salat, berdoa dan bentuk pelaksanaan ritual di dalamnya; dan bila merujuk kepada Allah maksudnya adalah Al-Qur'an dan segala panggilan yang mengajak pada keselamatan.
- 15) Kalimatullah, yakni ketetapan Allah baik berupa ayat-ayat-Nya yang tertulis maupun yang tak tertulis (alam raya) yang merujuk atas kebesaran-Nya
- 16) Fithratallah, yakni ciptaan Allah berupa fitrah manusia menerima kebenaran.

## الْبُراهِيْمُ) İbrahim

Firman-Nya, وتركنا عليه في الاجرين Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 108)

#### Keterangan

Ibrahim nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Tarikh (250) bin Nahur (148) bin Sarugh (230) bin Raghu (239) bin Faligh (439) bin Abir (464) bin Syalih (433) bin Arfakhzyad (438) bin Saam (600) bin Nuh a.s. <sup>51</sup>

<sup>1.</sup> Lihat, ibriu Katsir, *Qishashul Anbiyuo'* (edisi Indonesia), hlm. 157, Ibriu Katsir, *Belisarah wa an-Nihaoya*h, Tahqiq: Dr. Ahmad Abu Hakim dan Dr. Ali Najib 'Athawny, *Doorul-Kutub wa al-'Ilmiyah*, Beirut-Libanon, pild 1 hlm. 132.





Ada yang mengatakan bahwa kata Ibrahiim berasal dari dua kata aba, "bapak" dan rahiim, "penyayang". Maka Ibrahim berdasarkan dua kata tersebut berarti "bapak yang penyayang". Qur'an sendiri memberi sebutan lain perihal beliau. Awwaahun halim, "yang iba serta lembut hatinya" juga lekat kepada pribadinya; mengingat Ibrahim a.s. yang pernah mendo'akan bapaknya yang musyrik, meski akhirnya, beliau dilarang mendo'akannya. Begitu juga sebutan khaliilullah, "kekasih Allah" yang demikian itu lantaran ketabahannya menghadapi cobaan berupa perintah menyembelih putranya, Isma'il as, dan beliau as juga disebut haniif, lantaran Ibrahim as tidak cenderung kepada agama Yahudi dan tidak juga condong kepada agama Nasrani, serta Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Begitu juga sebutan uswatun hasanah, قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم "teladan yang baik", فد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم ...: sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada ibrahim.... (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 4). Kemudian lewat bunyi ayat: إِنَّ إِبْرَامِيمَ Sesungguhnya Ibrahim adalah كَانَ أَمَّةٌ قَانِتًا لِلَّهِ خَنيفًا seorang imam yang dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif.... (Q.S. An-Nahl [16]: 120) sebagai bapak ummat ini (Tauhid). Di mana kata al-ummah yang tertera pada ayat di atas adalah "jamaah yang banyak", yang ditujukan terhadap Ibrahim a.s., maka Ibrahim a.s. disebut ummat, dikatakan demikian karena dia memiliki segala keutamaan dan kesempurnaan yang apabila dicerai beraikan akan sebanding dengan satu umat (kumpulan manusia). Ketika memuji Harun Al-Rasyid, Abu Nuwas berkata:

وَلَيْسَ عَلَ الله بِمُسْتَنَّكُر

أَنْ يَخِتُمعَ أَلْعَالُمْ فِيْ وَاحْدِ

"Tidaklah mustahil bagi Allah untuk menyatukan alam ini pada satu orang". 1

Secara umum, kata Al-Ummah dimaksudkan dengan sekelompok manusia yang terdiri di antara individu-individu atau ikatan tertentu, atau kepentingan yang sama atau peraturan yang sama.<sup>2]</sup> Baca Khalil, Awwaahun, Haniif, Ummat.

Berikut ini rentetan beberapa peristiwa penting yang dilalui oleh Ibrahim:

- 1) Pencarian Tuhan yang sebenarnya disembah: Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat bintang (lalu) dia berkata: "Inikah Tuhanku". Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam". Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inikah Tuhanku". Tetapi tatkala bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasik orang-orang yang sesat". Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar", maka tatkala matahari itu terbenam dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan". (Q.S. Al-An'am [6]: 76-78)
- 2) Penyembelihan yang dilakukan Ibrahim. terhadap putranya, Isma'il sebagai bukti kesabaran:

Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 101-108)

3) Permohonan Nabi Ibrahim a.s. untuk dijauhkan anak cucunya dari penyembahan berhala di sekitar Baitullah, dan pemberian rasa aman di tempat tersebut,

<sup>1.</sup> Al-Maraghi, Op.Cit., jilid 5 juz 14 hlm. 157

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 88.





Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhalaberhala. Ya Tuhan-ku, sesungguhnya berhalaberhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, MahaPengampunlagi MahaPenyayang, YaTuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun vang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampuntah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari Kiamat)". (Q.S. Ibrahim [14]: 35-41)

4) Dialog Ibrahim dengan ayahnya, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Ibrahim. Peristiwa ini mengandung pelajaran berharga bagi juru dakwah, di antaranya tata-cara berdialog yang dapat diterima oleh lawan bicara (mukhatab) dalam melancarkan misi tauhidnya. Dan Ibrahim di dalam Al-Qur'an disebut sebagai awaahun haaliim, yang lembut hatinya. (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada

bapaknyadankaumnya: "Patung-patungapakah

ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab: "Kami mendapati bapakbapak kami menyembahnya". (Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya". Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya; dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu". Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya; dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu". Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orangorang yang zalim". Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim". Mereka berkata: "(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan". Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara". Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)", kemudian kepala mereka jadi tertunduk (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara". Ibrahim berkata: "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kamu?" Ah (celakalah)





kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Mereka berkata: "Bakarlah dia dan bantulah tuhantuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak". Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim". mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 52-70)

Ibrahim bersama Isma'il mempunyai peninggalan yang terus diabadikan bagi generasi sesudahnya. Di antaranya Ka'bah dan sumur zamzam. Begitu juga bentuk upacara di dalamnya, di antaranya ibadah penyembelihan hewan Qurban.

### (إِبُلِيْسٌ) lbliis

Firman-Nya, (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan) Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya". Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman: "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?". Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah". Allah berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan", Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan". Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)". Iblis meniawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hambahamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. Allah

berfirman: "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan". Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orangorang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. (Q.S. Shaad [38]: 71-85)

Keterangan

Kata Iblis berasal dari bahasa Yunani. diabolos. "pemfitnah", karena juga berarti "tipu daya".1] Dan berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan sejumlah para sahabat dan Said bin Al-Musayyab dan yang lain berkata bahwa Iblis adalah pemimpin para malaikat yang berada di langit dunia. Ibnu Abbas mengatakan namanya 'Azaaziil, Dan di dalam riwayat dari Al-Harits An-Nagas berkata, kuniyahnya adalah Abu Kardus, Menurut Ibnu Abbas ia adalah golongan dari malaikat yang disebut dengan jin yang kedudukannya sebagai pemegang kunci perbendaharaan kebun-kebun (khazzaanul-Janaan) yang paling mulia, banyak ilmunya serta tekun beribadah, dan ia memiliki empat sayap lalu Allah mengubahnya dengan setan yang terkutuk (syaithaanan rajiiman).<sup>3</sup>)

Sedang firman-Nya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 11)

Menurut Hasan Al-Basri bahwa Iblis adalah yang pertama kali mengadakan *qiyas* (perbandingan). Dan Muhammad bin Sirin berkata, bahwa yang pertama kali mengadakan qiyas adalah Iblis, dan tidak ada yang menyembah matahari dan bulan selain dengan jalan qiyas.<sup>3</sup>J

Ayat di atas memberikan bukti bahwa Iblis melakukan qiyas dalam menaati perintah Allah Swt., yang menurut Ibnu Jarir maknanya berarti Iblis membandingkan antara dirinya dengan Adam dan melihat dirinya lebih mulia dari Adam sehingga ia enggan sujud kepadanya. 41

Firman-Nya: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 hlm. 66.



<sup>1</sup> Ensiklopedi Islam (Ringkas), hlm. 144.

<sup>2.</sup> Ibnu Katsır, Bidoqyah wa an-Niheayah, jilid 1 hlm. 67.

<sup>3</sup> Ibid, jilid 1 hlm 66.





kamu kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 50)

Pada ayattersebut Iblismerupakan pengganti generasi yang jelek. Di samping Iblis mempunyai misi di dunia memperbanyak pengikutnya dari kalangan manusia untuk memenuhi neraka jahanam. Iblis juga memiliki anak cucu, menurut kriteria yang ditetapkan oleh Mujahid, terdapat lima anak cucu Iblis, yakni: 1) Zalanbur, jenis Iblis yang menemani seseorang ketika di pasar; 2) Tsabrun, jenis Iblis yang menemani seseorang manakala mendapatkan musibah; 3) Maswath, jenis Iblis yang menemani seseorang dengan cara membawakan berita-berita lalu dilemparkannya berita-berita tersebut pada mulut seseorang. sehingga yang bersangkutan tidak mengenal lagi asal-usulnya: 4) Al-A'war, jenis Iblis yang menemani seseorang di saat menjalankan riba; 5) Daasim, jenis Iblis yang menemani seseorang di saat seseorang memasuki suatu rumah dengan tidak mengucapkan salam dan menyebut asma Allah. 17

### (أَحْمَدُ) Ahmad

Ibnu Duraid menjelaskan bahwa nama-nama Ahmad, Yuhmad dan Muhammad sudah ada pada masa Jahiliyah, Misalnya Muhammad ibnu Hambal Al-Juufi Asy-Syaa'ir yang hidup sezaman dengan Amru Qais bin Hujr. Lalu ia diberi nama Suwai'ir. Begitu pula, Muhammad bin Bilal bin Uhaihah bin Al-Julaah. Uhaihah adalah suami Salmah binti Amr bin Labib An-Najjariyah. Lalu Uhaihah menceraikan istrinya, Salmah, kemudian Salmah dikawin oleh Hasyim bin 'Abdul Manaf, dan dari pasangan keduanya lahirlah 'Abdul Muththalib bin Hasyim. Maka Salmah menjadi nenek bagi Nabi Muhammad saw. 21 Begitu pula kata Ahmad, di antaranya ialah Ahmad bin Tsumamah bin Jad'aan dari suku Thayyi'; dan Ahmad bin Dumamah bin

1. Zaodul Masiir fii 'ilmit-Tafsiir, jihd 5 hlm. 108

Bakiit dari suku Hamdan, dan Ahmad Ibnu Zaid bin Khidaasy dari suku Sakaasik.<sup>1)</sup>

Adapun nama Muhammad terambil dari al-hamdu yakni wazan mufa'-'alun (مَفَحَلُ dan merupakan nama yang tetap melekat padanya karena banyaknya perilaku terpuji yang dihasilkannya.<sup>2)</sup>

Silsilah Muhammad di dalam kitab-kitab sejarah dinyatakan: 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib<sup>31</sup> bin Hasyim<sup>41</sup> bin 'Abdul Manaf bin Qushaiy bin Kilab<sup>51</sup> bin Ka'ab bin Lu'aiy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuza'ah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Mazar bin Mazar bin Mazar bin Mazar bin Mazar bin Mazar bin Mazar bin Mazar bin Mazar bin Ma'd bin Adnan.

Masa-masa kelahiran Muhammad di dalam buku-buku sejarah dijelaskan,

Di saat hari ketujuh dilahirkannya, seekor domba disembelih 'Abdul Muththalib sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Sejumlah orang diundang ke pesta-pesta. Perayaan yang besar itu dihadiri oleh kebanyakan orang Quraisy, ia menamai cucunya Muhammad. Ketika ditanya mengapa ia menamakannya demikian padahal nama itu jarang dipakai orang Arab, ia menjawab: "Saya berharap ia terpuji di surga maupun di bumi".71

Tentang nama Ahmad dan Muhammad, sebagaimana dalam catatan sejarah, adalah karena ibunda nabi sudah menamainya Ahmad sebelum kakeknya menamai Muhammad.<sup>8</sup>

<sup>2.</sup> Ibnu Duraid, Abu Bakar Muhammad bin Salam, al-Isytiqooq, al-Maktobah Al-Tijaan, Berrut (t.t), hlm, 9.

<sup>1.</sup> Ibid, hlm. 9-10.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 8, lihat Q S. Ash-Shaff [61]: 6

<sup>3.</sup> Abdul Muththalib nama aslinya adalah 'Amir dan mendapat sebutan Syoibotul hamdi, karena banyaknya pujian orang kepadanya. Ada juga yang mengatakan pada waktu ia dilahirkan terdapat rambut putih di tengah-tengah kepalanya, yang menurut kebiasaan Quraisy, sebagai orang yang cerdas, orang bijak, dan termasuk orang yang kata-katanya dihormati dan dianut oleh semua orang. Lihat, Imam Adz-Dzahabi, Al-Hafizh Al-Mu'arrikh Muhammad ibin Ahmad ibin Utsman, As-Siirah An-Nabawiyah (Sejarah Kehidupan Muhammad sowa), penerjemah: Ali Murtadho, Pustaka Nun-Semarang, catatan kaki no. 3 hlm. 1.

<sup>4.</sup> Hashim nama aslinya 'Amr Al-A''a, Ia dijuluki Hashim (pemecah) karena ketika kota Mekah difanda kelaparan, yang saat itu la bertanggungjawab untuk menjamu jama'ah haji. Maka ia pergi ke negeri Syam untuk memebeli bahan pangan seperti gandum. Ketika musim haji tiba ia membuat makanan yang dikenai oleh orang Arab 'Tsarid, 'semacam roti yang dikeping-kepingkan kemudian diseduh dengan kuah daging' dan disuguh-kan kepada para jama'ah haji. Saat itu ia disebut Hasyim. Ibid, catatan kaki no. 5 him. 3.

S. Ibnu Kllab nama aslinya Hakim, karena kegemarannya berburu dengan anjing, maka ia dijuluki "Kilab". Ibid catatan kaki no. 8 him. 4.

<sup>6.</sup> At-Risalah, Sejarah Kehidupan Rasulullah Sow, hlm. 69; Al-Koomil fit-Torikh, jilid 2 hlm. 1, 21.

<sup>7.</sup> Ja'far Subhaoi menukil dari Sirah Al-Halabr, juz 1 hlm. 93; lihat, *Ar-Risoloh, Sejorah Kehidupon Rosulullah saw*, hlm. 101.

<sup>8.</sup> Ja'far Subhani, Ar-Risoloh, Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw, him 102



Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, beliau dapat dikategorikan sebagai berikut:

 Muhammad sebagai pembawa kebenaran, dan darinya wajib diimani. Seperti dinyatakan: أَمْنُوا بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو عَلَى الْحَقّ مِنْ رَبَّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ

امنوا بِمَا الرَّلُ عَلَى مُحْمَدٍ وَهُو عَلَى الْحَقِ مِنْ نِ سَيَأَتُهُمْ وَأَصْلُحَ يَالُهُم

"...dan mereka beriman kepada apa yang diturunkankepada.Muhammaddaniamembawa kebenaran dari Tuhannya yang menghapuskan keburukan mereka dan memperbaiki keadaan mereka".(Q.S. Muhammad [47]: 2)

- Muhammad sebagai penutup para nabi (khaatamun-nabiyyiin). Seperti dinyatakan: Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 40)
- Muhammad sebagai mushaddiqan lima qablahu, "yang membenarkan syariat para Nabi terdahulu".
- 4) Muhammad sebagai syarat diterimanya amal perbuatan seseorang karena beriman kepadanya, sebagaimana tersebut dalam surat Muhammad: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalamal saleh serta beriman (pula) kepada apaapa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. (Q.S. Muhammad [47]: 2)
- Muhammad ditetapkan sebagai salah seorang nabi dan rasul Tuhan yang bergelar ulul-'Azmi (أَوْلُو الْعَزْمِ), " yang mempunyai keteguhan hati".

"Dan bersabarlah kamu seperti orangorang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik" (Q.S. Al-Ahqaaf [46]: 35)

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Uulul-'Azmi adalah yang mempunyai keteguhan dan kesabaran. Mujahid mengatakan, mereka adalah lima orang, sebagaimana yang termuat dalam nizham, yang berbunyi:

> أُولُو الْعَزْمِ نُوْحٍ وَ الْخَلِيْلُ الْمُجِدُّ \* وَ مُوْسَى وَ عِيْسَ وَ الْجَيْلُتُ مُخَمَّدُ

> "Ulul 'Azmi adalah Nuh a.s. al-Khalil (Ibrahim a.s.) yang terpuji, Musa a.s. 'Isa a.s. dan al-Habib Muhammad saw.'<sup>1</sup>

Sehubungan dengan persoalan pahala dan dosa, Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ajaran pokok yang bawa oleh para nabi dan rasul Tuhan, termasuk Nabi Muhammad saw., dapat disimpulkan bahwa: sesorang tidak akan memikul dosa orang lain, tidak akan bisa membebaskan dosa orang lain dengan jalan penebusan; seseorang tidak akan mendapat apapa selain dari hasil usahanya sendiri. Lihat surat An-Najm [53]: 35-41.

Pokok yang merangkum hal ini adalah, و نفس وما سوّاها \* فالهمها فجورها و تقواها \* فد افلح من زگاها (Q.S. Asy-Syams [91]: 7-10) Artinya Allah Swt. menjadikan jiwa manusia dan menyempurnakannya dengan memberi perasaan dan akal. Dia menjadikannya --karena intuisi fitrah dan nalurinya-- sebagai sesuatu yang berpotensi untuk jahat yang bisa mengotori jiwa itu, berpotensi pula untuk baik yang dapat menyelamatkan dan mengangkatnya.<sup>2)</sup>

#### (أَدُمُ) Aadam

Aadam adalah manusia pertama dan merupakan moyang umat manusia (abul bashar). Seluruh silsilah nasab bangsa Arab kembali kepada para nabi, dan akhirnya nasab mereka bersatu pada Adam. Adam diciptakan dari tanah dengan kehendak-Nya. Jan dinamakan Adam lantaran diciptakan dari permukaan tanah, adiimul ardhi. Jan

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 38.

<sup>2.</sup> Rasyid Ridha, Al-Wahyul Muhammadiy, him. 290, 291; "mengotori" terjemahan dari dassadha, asal maknanya adalah akhfaaha (menyembunyikan (dengan sangat, dengan menguburnya dalam tanah). Di sini kata itu digunakan sebagai kebalikan arti zakkadha. Apabila arti zakkadha itu adalah thahharaha, "membersihkannya" (lalu memunculkan dan mengangkat tinggi-tinggi kedudukannya), maka arti dassadha mestinya danasaha, "mengotorinya" (dengan mengubur dalam-dalam, seakan-akan keistimewaan atau ciri khas kemanusiaanya), sealah-olah ia bukan jiwa yang berbicara. Ibid, catatan kaki no. 1; Baca Dassadha.

<sup>3.</sup> Ensiklopedi Islam (Ringkas), hlm. 11.

<sup>4.</sup> Al-Kaamil fit Tarikh, jilid 1 hlm. 28.

## 1

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Berikut sekilas perihal kisah Adam a.s. yang tertera di dalam Al-Qur'an;

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 30-34)

## (إِذْرِنُسُ) ldriis

Firman-Nya: Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. (Q.S. [21]: 85-86)

#### Keterangan

Menurut Ibnu Katsir bahwa Idris adalah Khanukh, dan masih senasab dengan Rasulullah saw., demikian yang dikatakan oleh ahli pernasaban. <sup>11</sup> Ia adalah anak Adam yang pertama kali diberi hak kenabian setelah Adam dan Syits<sup>21</sup> a.s. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Bersama bapaknya, Adam, ia telah hidup selama tiga ratus delapan puluh tahun. <sup>31</sup> Dan dinamakan Idris karena banyak mempelajari kitab Allah dan sunanul-Islaam (aturan-aturan keislaman). Dan diturunkan kepadanya 30 Shahifah. Dan pertama kali yang menambal baju dan memakainya. <sup>41</sup>

Sifat-sifat lain dari Nabi Idris a.s., di antaranya dinyatakan: Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi (makaanan 'aliyyan). (Q.S. Maryam [19]: 56-57)

#### Azar (ﷺ)

Di dalam kitab-kitab sejarah dijelaskan bahwa Azar menduduki posisi penting di kalangan familinya, karena ia selain terpelajar dan seorang seniman, ia juga ahli astrologi. <sup>51</sup> Di istana Namrud kata-katanya sangat berpengaruh, dan kesimpulan-kesimpulan astrologinya diterima semua penghuni istana. <sup>61</sup>

1. (bnu Katsir, Qishashul Anbiyaa', hlm. 76.

3. Ibnu Katsir, Qishashul Anbiyaa', hlm. 76.

4. Lihat, Al-Ma'ourif, hlm. 13.

 Astrologi ialah ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib orang; nujum. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta 2001, hlm. 73 entri astrologi.

6. Menukil penjelasan Ja'far Subhani dalam kitabnya ar-Risolah, bahwa kata 🖒 dalam bahasa Arab biasanya digunakan dalam arti "ayah", terkadang kata ini juga di gunakan dalam leksikon Arab dan terminolog al-Qur'an dalam artı "paman". Misalnya أمَائِكَ إِيْرَاهِهُمْ وَإِسْمَاعِيْلُ وَإِسْمَالُ اللَّهُ وَاجِدًا (Q.S. Al-Baqarah [2]: 133) ayat tersebut maksudnya, bahwa tak diragukan lagi isma'il adalah paman Ya'qub, bukan ayahnya, karena Ya'qub adalah putra Ishaq yang saudara Isma'il. Walaupun demikian, putra-putra Ya'qub memanggilnya "ayah Ya'qub", yakni aba ya'qub. Karena kata ini mengandung dua makna, maka pada ayat-ayat yang berhubungan dengan diajaknya Azar ke jalan yang benar oleh Ibrahim as, boleh jadi yang dimaksud dengannya ialah "paman". Dan boleh jadi pula Ibrahim memanggilnya "ayah". Karena ia telah bertindak sebagai wali baginya dalam waktu yang panjang, dan Ibrahim memandangnya (Azar) sebagai ayahnya.Subhani, Ja'far, Ar-Risoloh, Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw, alih bahasa: Muhammad Hasyim dan Meth Kiereha, PT. Lentera, Cet. Pertama (Muharram 1416 H/Juni 1996 M), hlm. \$9.



<sup>2.</sup> Syits, secara etimologis berarti "pemberian Allah". Adam memberi nama itu untuk putranya, karena karunia yang dibenkan Allah Swt. kepadanya setelah terbunuhnya Adam. Lihat, Ibnu Katsir, Qishashul Anbiyoo" (edisi Indonesia), hlm. 73; Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Syits adalah yang mendirikan Ka'bah yang terbuat dari tanah liat (ath-Thiin) dan bebatuan (al-ājiaoroh). Dan di sinilah terdapat kemah milik Adam yang telah Allah tempatkan ketika terusir dari surga. Allah menurunkan kepada Syits bin Adam lima puluh shahifah. Lihat, Al-Ma'oorif, hlm. 12-13.

## +

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



#### (اسْحَاقٌ) Ishaaq

Istrinya bernama Rifqa binti Batuwail, dari hasil perkawinannya Allah memberi karunia berupa dua anak kembar, yang bernama 'Ishan dan Ya'qub. Di mana postur 'Ishan lebih besar dari Ya'qub, yang saat itu umur Ishaq menginjak 60 tahun. Kemudian 'Ishan bin Ishaq menikah dengan Niswah binti 'Amah Ismad kemudian lahirlah Ar-Ruum bin 'Ishan.

Adapun Ya'qub bin Ishaq, yakni Isra'il, menikah dengan anak perempuan saudaranya yang bernama Laya binti Laban bin Batuwail, lalu dari hasil perkawinan tersebut lahirlah Rubail (بيبر), dan inilah anak yang paling besar. Selanjutnya lahir pula Syam'un, Lawiy, Yahudza, Zabalun, Lasyhar(ada yang mengatakan Yasyhar). Kemudian Laya menikah dengan saudara perempuan Rahil (راحيل), dan dari perkawinan ini lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin yang tetap berbahasa Arab, dan dari Laya lahir dua orang dari keempat anaknya berbahasa Suryani, yakni: Daan (رافعاد), Naftali (انفعاد), Jaada (عاد) dan Asyar (انفعاد). Dan anak-anak Ya'qub seluruhnya berjumlah dua belas orang.

#### (إِسْرَئِيْلُ) Isra'iil

Isra'il adalah nama julukan untuk Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Artinya adalah pilihan Allah (shafallaah). Ada pula yang mengartikan sebagai pemuka atau mujahid. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 40)<sup>2</sup>!

Ibnu Manzhur menukil dari kitab at-tahdziib, beliau menjelaskan bahwa Ya'qub bin Ishaq 'ala nabiyyina wa 'alaihima ash-shalatu was salaam adalah seorang yang kuat perkasa, maka datanglah seorang raja kepadanya dan berkata: bantinglah aku, maka Ya'qub pun membantingnya. Maka sang raja menyebutnya المنزال Kata المنزال adalah salah satu dari asma Allah 'azza wa jalla sebagaimana bahasa yang berlaku di kalangan mereka, yakni Suryani dan Ibrani, dan المنزال artinya المنزال (kuat), dan dengannya Ya'qub dinamakan المنزالين dan ketika diserap ke dalam bahasa Arab (mu'arrab) menjadi

#### الشمَاعِيْلُ) İsma'il

Isma'il adalah putra tertua Nabi Ibrahim dari istrinya Hajar. Ia sezaman dengan seorang nabi yang hidup di Arabia utara yang bernama Ishaq.<sup>21</sup> Para nabi adalah penerima wahyu, begitu pula Isma'il a.s., sebagaimana firman-Nya: Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, 'Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (Q.S. An-Nisa' [4]: 163)

Menurut Al-Qur'an, Isma'il juga termasuk hamba pilihan (al-akhyaar). Sebagaimana firman-Nya: Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa' dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. (Q.S. Shaad [38]: 48)

Dan pada ayat yang lain kepribadian beliau a.s., dinyatakan dengan shaadiqul wa'di (yang benar janjinya): Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. (Q.S. Maryam [19]: 54-55)

Isma'il adalah cikal bakal generasi keturunan Arab, yang berujung dengan lahirnya seorang nabi, Muhammad bin Abdullah. Di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa kota Mekkah dahulunya sudah ada pemerintahan. Di antara para suku yang pernah berkuasa adalah suku-suku Amaliqah, yaitu sebelum Ismail dilahirkan. Kemudian datanglah ke Mekah suku-

<sup>2.</sup> Ensiklopedi Islam (Ringkas), hlm. 176.



<sup>1.</sup> Al-Kamil fit Tarikh, jilid 1 hlm. 127.

Tofsir Al-Maraghi, plid I juz 1 film. 98

<sup>1.</sup> Lihat, Ibnu Manzhur, *Lisaanul 'Arab*, jilid 11 hlm. 26, 40 maddah 🕕

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



suku Jurhum, dan mereka menetap di Mekah. bersama dengan suku-suku Amaligah. Akan tetapi suku Jurhum dapat mengalahkan dan mengusir suku-suku Amaliqah. Di masa Jurhum berkuasa itulah datang ke Mekah. Ismail terdidik dalam lingkungan Jurhum, lalu kawin dengan salah seorang putri Jurhum. 1 Yang menurut Ibnu Al-Atsir istrinya bernama As-Sayyidah binti Mudhadh Al-Jurhumiy. Dan dari perkawinan tersebut lahirlah 12 anak-anaknya: Nabit (نابت), Qidar (میشا), Adzil (اذیل), Misya (میشا), Masma' (مسمع), Thumya (طميا), Rama (رما), Maasya (ماش), Adzar (آذر), Qathur (قطور), Qafis (آذر), Qidaman (فيدمان). Dan masa hidup Isma'il a.s., mencapai + 137 tahun. Kemudian dari Nabit dan Qidar inilah yang Allah sebarkan di tanah Arab, dan Allah Swt. mengutusnya ke Amaliq dan kabilah-kabilah Yaman.21

Selanjutnya, karena suku-suku Jurhum hidup mewah dan berlebihan, maka pemimpin suku-suku Jurhum, Mudhadhin Ibnu 'Amr Al-Jurhumi meninggalkan kota Mekah, dan ikut pula anak-anak Isma'il, lalu berpindahlah kekuasaan tersebut ke tangan Khuza'ah, 270 SM.

Kemudian datang pula Quraisy ke Mekah, lalu pemimpinnya, Qushai dapat merebut kekuasaan dari Khuza'ah, 440 M. dan dari Qushai inilah yang mengatur urusan ka'bah, di antaranya:

- · As-Sigaayah (menyediakan air minum)
- Ar-Rifaadhah (menyediakan makanan)
- Al-Liwa' (bendera). Yakni menyeru untuk berperang dengan memasang bendera di atas tombak di muka pimpinan laskar.
- Al-Hijaabah. Yakni menjaga Ka'bah, dan memegang anak kuncinya. Demikian kekuasaan Quraisy tersebut hingga sekarang.<sup>3</sup>

## (اِلْياسِيئِنَ) Ilyaasiyyiin

Para ahli tafsir mengatakan, bahwa yang dimaksud ilyasiyiin ialah Nabi Ilyas a.s. Dan orang-orang yang beriman kepadanya dalam rangka menggalang satu kekuatan, sebagaimana perkataan mereka, al-muhallab wa qaumuhu dengan perkataan al-muhallabuun (الْكَنْلَوْنَ), yakni kelompok yang gemar mengejek. الله (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 130)

### (اَلْإِنْجِيْلُ) Al-Injiil

Al-Injiil. Berasal dari kata Yunani, yang artinya pengajaran baru (at-ta'liimul jadiid) atau berita gembira (al-bisyaarah). Menurut keyakinan kaum Nasrani, injil adalah empat buah kitab yang terhimpun menjadi keempat bagian injil. Kitab ini merupakan ringkasan tentang perjalanan hidup 'fsa Al-Masiih, dan sedikit tentang sejarah dan ajaran-ajarannya. Tetapi tidak ada sanad (para rawi yang dijadikan sandaran) pun secara bersambung yang sampai kepada 'Isa. Mereka berbeda berpendapat mengenai sejarah penulisannya, hingga banyak pendapat yang simpang siur. Kitab perjanjian baru dimaksudkan untuk kitab-kitab tersebut, yang disertai dengan hasil penyamaran para Hawariy dan Risalah Paulus, Petrus, Yuhana, Matius dan lain sebagainya. Sedang Injil menurut Al-Qur'an adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasut-Nya, yakni 'Isa, yang di dalamnya terdapat berita gembira mengenai kedatangan Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai penyempurna syariat yang dibawa 'Isa.2] Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya: Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama: Ahmad". Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang jelas nyata!" (Q.S. Ash-Shaff [61]: 6)

## (أَيُّوْبُ) Ayyub

Firman-Nya: Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata: "Sesungguhnya aku

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 1 juz 3 hlm. 92.



Prof. Dr. Sya'alabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, alih bahasa.
 Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya, jihid 1 hlm. 43, Cet ke-6, Jumadil Awal 1424 H/ Juli 2003 M, Pustaka Al-Husna Baru-Jakarta.

<sup>2.</sup> Al-Komil fit Tarikh, jilid 1 hlim 125.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 44.

<sup>1.</sup> Ash-Shabuni, Shafwaatut-Tafaasiir, jilid 3 hlm 43.

## ENSI

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang lain) yang mengasihani". (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 83)

Keterangan

Ayyub adalah seorang nabi yang dalam Injil disebut Job. <sup>13</sup> Dia adalah Ayyub bin Amwas. Allah telah memilihnya sebagai rasul, melapangkan dunianya, dan memberinya keluarga serta harta benda yang banyak. Kemudian Allah mengujinya dengan kematian anak-anaknya akibat rumahnya runtuh, kehilangan harta, dan menderita sakit fisik selama 18 tahun, ketika ia berusia 70 tahun. Kemudian Allah memberinya anak-anak yang jumlah mereka berlipat ganda dari sebelumnya, dan melenyapkan penyakit yang dideritanya. <sup>21</sup>

ے: Ba'

#### (بَابِل) Baabil

Kata بيل tak dapat ditasrif karena bentuk A'jam, dan Baabil artinya "bumi yang kerap turun hujan" (qathrun minal-ardhi). I Dinamakan baabil karena rancau bahasanya dan berpencaran (litabalbala alsinah) setelah runtuhnya dinasti Namrudz. Baabil adalah Babilonia, sebutan untuk wilayah Mesopotamia. Baca Haarut.

## (بَكُهُ Bakkah (بَكُهُ

Bakkah adalah salah satu nama kota Mekah yang huruf ba' nya diganti dengan huruf mim. Yang demikian itu banyak dipakai oleh pembicaraan orang Arab. Mereka menanggapi hal itu sebagai kebiasaan yang yang selalu dipakai dalam pembicaraan. 51 Ibnu Al-Yazidi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan sesungguhnya tempat melakukan

1. Ensiklopedi Islom (Ringkas), hlm. 43.

thawaf adalah bakkah karena sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya berada dalam keadaan berdesak-desakan. Sedangkan nama kotanya adalah Mekah dan dikatakan bakkah terambil dari بَكْكُةُ الرَّجُل, yakni berdesak-desakan. ا

### (بِلْقِيْسُ) Bilgis

Balqis adalah ratu negeri Sheba, sebuah kerajaan di Arabia Selatan di masa pra-Islam.<sup>21</sup> Dan suaminya bernama 'Amr.<sup>31</sup> Baca Arab.

## (ٱلْبِيَعُ) 'Al-Biya

Al-Biya' adalah kata dalam bentuk jamak dari بِنِغة, yaitu tempat ibadah orang Nasrani, gereja.<sup>4)</sup> Selanjutnya untuk kata *shawami,* masaajid, *shalawaat*, baca surat Al-Hajj [22] ayat 40.

ت: Ta

## (تُبَّاعُ) Tubbaa'

Tubbaa' adalah jamak dari Tababi'ah. Mereka adalah raja-raja Yaman, <sup>51</sup> Gelar ini serupa dengan gelar Fir'aun yang berarti Raja bagi orangorang Mesir kuno. Raja-raja Saba' dan Raidan dari tahun 115 SM-275 SM. Sedang angkatan yang kedua adalah raja-raja Saba', Radian, Hadramaut dan Asy-Syihr dari tahun 275-525 M. Yang pertama di antara mereka adalah Syimrabir'isy, sedang yang terakhir ialah Dzu Nuwas, kemudian Dza Jadan. Dan di antara mereka adalah Dzul Qurnain atau Ifrigsy yang disebut dengan Ash-Sha'ab. Dan sesudah itu adalah 'Amr suami Bilgis, kemudian anaknya yaitu Abu Bakar, kemudian Dzu Nuwas. Sedang yang terkenal di antara raja-raja itu ada tiga yaitu; Syimrabir'isy, Dzul Qarnain dan As'ad Abu Karb. 6 Kata ini tertera di dalam firman-Nya: Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih

<sup>6.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 130.



<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 6 juz 17 hlm. 60.

Ibnu Qutaibah menerangkan bahwa Ayyub adalah Ayyub bin Shaush bin Rawaifil, sedang ayahnya adalah orang yang beriman kepada Ibrahim pada saat Ibrahim dibakar. Dan Ayyub hidup pada zaman Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ia masih keturunn Ibrahim as., dan mempunyai anak perempuan yang bernama Ilya', dan ia-lah yang memukulnya dengan seikat rumput kering (adi-dhightsu) Lihat, Ibnu Qutaibah, Al-Ma'aarif, him. 25; Qishashul-Anbiyaa' (edisi Indonesia), hlm. 307.

<sup>3.</sup> Tofsir Al-Qurtubi, jilid 1 juz 2 hlm. 37.

<sup>4.</sup> Al-Baghawi, Al-Imam Abi Muhammad Al-Husein bin Mas'ud Al-Farra' Asy-Syaff'i, *Tafsir Al-Baghawi Al-Musamma Ma'aalmut Tanzil*, 4 Jilid, Cet Ke-1, *Daar Al-Kutib Al-'Ilmiyah*, Beirut-Libanon tahun 1414 H/1993 M, IuZ 1 hlm. 64.

<sup>5.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jılid 2 juz 4 hlm. 11.

<sup>1.</sup> Ghariibul Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 43.

Ensiklopedi Islam (Ringkas), hlm. 60.
 Tafsır Al-Maraghi, jilid 9 juz 25 hlm. 130.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 6 juz 17 hlm. 116; kata gereja adalah bahasa Portugis, Igreja, atau bahasa Yunani, Exclessa, "yang terkeluar". Maksudnya jama'ah nasrami dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Tuhan. Lihat Ahamad, Drs. H. Abu, Sejarah Agama, Cetakan keempat, Agustus 1991, CV. Ramadhani-Solo, hlm. 137.

<sup>5.</sup> Tubba': raja-raja Yaman. Masing-masing dari mereka disebut tubba', dan dinamakan demikian karena ia mengikuti rajanya. Begitu pula bayangan (ozh-zhillu) disebut tubba' karena mengikuti matahari. Lihat, Shahih Al-Bokhari, Jilid 3 hlm. 191.





baik ataukah kaum Tubba` dan orang orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. (Q.S. Ad-Dukhaan [44]: 37)

### (اَلتَّوْرَاتُ) At-Tauraat

At-Tauraat berasal dari bahasa Ibrani, artinya syariat. Menurut orang-orang Yahudi, Taurat ini terdiri atas lima Kitab, dan mereka berkeyakinan bahwa penulisnya adalah Nabi Musa, sedang lima kitab tersebut adalah; Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Lawiyyiin, dan Kitab Tatsniyatul Istiraa'. Adapun bagi kaum Nasrani, mereka menamakannya lima kitab tersebut dengan "Perjanjian Lama" (al-'ahdul 'atiiq) di mana ruang isinya ialah kitab-kitab para nabi, sejarah para penguasa dan para raja dari kalangan bani Isra'il sebelum 'Isa a.s., kalangan Nasrani juga menamakan kitab-kitab tersebut dengan "Perjanjian Baru", yang dihimpun menjadi satu yang dikenal dengan "Injil"."

Selanjutnya, dijelaskan seputar isi pesanpesan yang disebutkan dalam Kitab Taurat. Di dalam Kitab *Tatsniyatul Istiraa*, dijelaskan: "Tatkala Musa selesai menulis kitab-kitab Taurat dalam satu kitab yang sempurna, Musa memerintahkan kepada *Lahwiyyin*, yakni para pemangku Tabut Injil Tuhan, seraya bersabda:

"Ambillah Taurat ini olehmu letakkanlah di sebelah janji Rabb Tuhanmu, supaya di sana ada saksi buat kalian. Sebab aku tahu kondisi kalian setelah aku wafat akan merusak dan menyimpang dari jalan yang aku wasiatkan kepada kamu dan pada harihari terakhir kalian akan tertimpa malapetaka karena kamu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, hingga membuat Allah murka karena ulah tanganmu. Hendaklah kalian mewasiatkan kepada anak-anakmu agar tetap menjaga dan mengamalkan kalimat-kalimat Taurat ini, sebab kalimat-kalimat tersebut bukanlah sesuatu yang batil. Bahkan di situlah letak kehidupanmu. Dengan demikian hari-harimu semakian panjang di dunia ini. Kalian saat ini sedang melakukan

penyeberangan ke negeri Yordania dalam upaya memilikinya".'<sup>1</sup>

#### ث : Tsa

## (نُمُوْدُ) Tsamuud

Firman-Nya: dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. (Q.S. Al-Fajr [89]: 9)

Keterangan

Tsamud adalah salah satu kabilah Arab al-Ba'idah, keturunan dari Kasir ibnu Iram Ibnu Sam. Rumah tinggal mereka di batu-batu besar antara Syam dan Hijaz.<sup>21</sup> Tsamud adalah kabilah dari perkampungan Arab yang tidak diketahui kabarnya melainkan yang telah diceritakan oleh Al-Qur'an.<sup>21</sup> Baca Shalih.

## ج : Jim

## (جَالُوْتُ) Jaaluut

Jaaluut adalah panglima terkenal bangsa Palestina, yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Bani Isra'il. 4 Allah Swt. menjelaskan keadaannya: Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 1 juz 3 hlm. 91-92.

<sup>2.</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 10 juz 30 him. 143, Abu Su'ud menjelaskan bahwa Tsamud adalah kabilah Arab, dan pemberian nama tersebut diambil dari nama moyang mereka yang tertua, yakni Tsamud bin 'Abir ibnu Iram bin Syam. Dan dikatakan bahwa mereka menamakannya demikian dari kata ofs-tsamad yakni air yang sedikit (ol-moo'ul-qoliil). Sedang Shaleh 'oloihis-solom adalah ibnu 'Ubaid bin Aasif bin Maasij bin 'Ubaid bin Jadir bin Tsamud. Tafsir Abu Su'ud, Moktobah Ar-Riyodh Al-Hadiltsoh-Riyad, juz 3 him. 62.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 106.

<sup>4.</sup> Ibid, jilid 1 juz 2 hlm. 220.

<sup>1.</sup> *lbid*, jilid 1 juz 3 hlm. 92.

## \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 249)

## (اَلْجِيْتُ) Al-Jibtu

Firman-Nya, يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ: Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan Thagut. (Q.S. An-Nisa' [4]: 51)

#### Keterangan

Makna asal ألجنت adalah sesuatu yang hina yang tidak mengandung kebaikan; maksudnya di sini ialah angan-angan, khurafat, kebohongan. <sup>1</sup> Ibnul Yazidi menjelaskan bahwa *al-Jibtu*, ialah kalimat yang dipergunakan untuk berhala, tukang sihir, dukun, dan sebangsanya.<sup>2</sup>1

## (جَبُرِيْل) Jibriil

Di dalam Al-Qur'an, nama Jibril disebut dengan ruuhul-quds sebagaimana yang terjadi saat menemui Maryam; dan disebut juga dengan ruuhul-amiin yang kaitannya dengan penurunan wahyu (Al-Qur'an) ke dada Muhammad. Secara umum, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Sebagai utusan Allah, maka memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Seperti dinyatakan:

Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 97-98)

Selanjutnya peran Jibril adalah memberi tahu saat-saat kritis yang dialami para nabi dan rasul Tuhan. Misalnya kepada Ibrahim a.s. dan Luth a.s., dan kepada Maryam yang menyerupai seorang laki-laki sebagai tanda kekuasaan Allah.

### (اَلْجَحِيْمُ) Al-Jahiim

Al-Jahiim artinya neraka jahim. Tempat ini dihuni oleh mereka yang mempunyai kriteria

yang diseebutkan di dalam surat Asy-Syu'araa', sebagai berikut:

- Orang-orang yang melampaui batas (غاوين), yakni mereka yang menyembah berhala, sedangkan berhala-berhala tersebut tidak dapat menolongnya. (ayat 92, 93)
- 2) Iblis dan bala tentaranya. (ayat 95)

## (اَلْجَنَّاتُ) Al-Jannaat

Al-Jannaat adalah taman-taman dan kebun anggur yang lebat pohonnya, karena kebun seperti itu menutupi tanah di bawahnya dan membuatnya tidak kelihatan. 11 Sebagaimana firman-Nya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihlebihan. (Q.S. Al-An'aam [6]: 141)

## (أَلْجُنَ) Al-Jinn

Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api yang sangat panas (min naaris samuum). (Q.S. Al-Hijr [15]: 27). Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Jinn adalah kata yang berbentuk jamak, dan bentuk tunggalnya janiyyun, sebagaimana kata ruum dan ruumiy, artinya jin.21 Orang Arab mengatakan, bahwa seluruh penyakit gila disebabkan oleh jin. Mereka mengatakan janna fulaanun(si fulan disentuh (dirasuki) jin), lalu jin membawa pergi akalnya. Mereka (Orang-orang Arab) juga mengatakan, bahwa jin menampakkan diri di padang gersang yang jauh terpencil, yang tampak dengan aneka warna, lalu membawa akal orang yang melihatnya ke suatu tempat yang tak diketahui hingga binasa, maka untuk yang berwarna-warni itulah yang mereka sebut dengan hantu.3]

<sup>1.</sup> Ibid, jihd 2 juz 5 film. 62.

Ghariibul-Qur'an wa Tafsiiruhu, hlm. 49; lihat juga, Mu'jam Mufradat Affaozhii Qur'an, hlm. 83.

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jihd 3 juz 8 hlm. 49.

<sup>2.</sup> Ibid. jihd 9 juz 27 him. 93.

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 3 juz 7 film, 164





Ats-Tsa'alabi mengemukakan riwayat yang bersumber dari Abi Utsman al-Jaahith, bahwa orang Arab menggolongkan jin dengan beberapa tingkatan. Menurut mereka (orang Arab) bahwa jin yang bertempat pada diri manusia, mereka menamakannya 'aamir, jamaknya 'ummaarun. Yakni, bila jin tersebut hinggap pada anakanak, mereka menyebutnya arwaah; bila jin tersebut jahat dan sangat mengganggu, mereka menyebutnya syetan; bila jin tersebut godaannya melebihi godan syetan, mereka menyebutnya maarid; bila jin tersebut godaannya melebihi maarid, mereka menyebutnya 'Ifriit; bila jenis jin tersebut bersih dan baik, mereka menyebutnya malakun (malaikat). Ii

## (جَهَنَمُ) Jahannam

Di dalam Qamus dinyatakan bahwa جينة -seperti halnya kata بعيدة القحر, yakni بعيدة (jauh dan yang paling bawah dari sesuatu), dan dengannya dinamakan jahannam, na'udzu billahi min dzalik, "kami berlindung diri kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal demikian". " Jahanam adalah nama neraka yang mempunyai tujuh pintu (sab'atu abwaabin), dengan bagiannya masingmasing. (Q.S. Al-Hijr [15]: 44)

Di sejumlah ayat disebutkan mereka yang kategori mendiami neraka jahanam,sebagai berikut:

- 1) Iblis dan para pengikutnya. Baca Iblis.
- Tempat kembali orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan; mereka adalah orang-orang yang dilaknat, dan mereka kekal di dalamnya. (Q.S. At-Taubah [9]: 68)
- Al-Mujrimuun (orang yang sengaja berdosa).
   Seperti dinyatakan: dan Kami akan menghalau

orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. (Q.S. Maryam [19]: 86) **Baca** Jarama, Mujrimuun.

- 4) Mendahului perihal perkara-pergara gaib, misalnya pernyataan: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayatayat Kami dan ia mengatakan: "Pasti aku akan diberi harta dan anak". Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?, sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya. (Q.S. Maryam [19]: 77-79)
- 5) Mengambil sesembahan selain Allah: Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak. Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereka. Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasud mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? (Q.S. Maryam [19]: 81-83)
- 6) Para penyembah setan, seperti dinyatakan: Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", dan hendaklah kamu menyembah-Ku, Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya). Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. (Q.S. Yasin [36]: 60-64)

## ح : '<u>H</u>a

## (الخجر) Al-Hijr

Firman-Nya: Dan sesungguhnya pendudukpenduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasulrasul, (Q.S. Al-Hijr [15]: 80)

ibnu Qutaibah di dalam kitabnya, Al-Mo'donf, menyebutkan bahwa jin adalah penduduk bumi sebelum Adam diciptakan falu segolongan mereka kufur serta menumpahkan darah. Lalu Aflah memerintahkan tentara dari golongan malaikat dari somo'id-dunyo, di antara mereka adalah iblis sebagai pemimpin pasukannya Lalu pasukan dittowah bendera liblis tersebut berhasil mengusirnya untuk turun ke bumi maka terusirlah jinijil tersebut, hal ini yang diperkuat oleh firman-Nya. نو العاد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

<sup>1</sup> Fighal Lughah wa Sirral 'Arabiyyah, bab 17 fasal, fii fartiibil jin, film, 155.

<sup>2.</sup> Tartib Qamus Al-Muhiith, juz 1 bab jim hlm. 550 maddah 👝 🦛

# -

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Keterangan

Al-Hijr adalah sebuah lembah yang terletak antara Madinah dan Syam, yang dahulu mereka diami. Setiap tempat yang diliputi oleh batu-batu dinamakan hijr. Maka kita dapati nama hijrul-Ka'bah. Sedang Ashhaabul-hijr, mereka adalah Tsamud. Baca Tsamud, Shaleh.

# خ: Kha

## (ٱلْخَصْرُ) Al-Khadir

Firman-Nya, غَبْدُا مِنْ عِبْدِهَا ءَائِيْنَاهُ رَحْمَةُ مِنْ عِبْدِينًا وَنَ عَلْمُنَاهُ مِنْ لَكُنَا عِلْمُنا seorang hamba di antara hambahamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 65)

Keterangan

Menurut ahli tafsir kata 'abdan (hamba) pada ayat tersebut maksudnya ialah Khidhir, dan dimaksudkan dengan rahmat di sini ialah wahyu dan kenabian. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu yang gaib. <sup>2]</sup> Yakni indikasi ayat maa lam tuhiithu bihi khubran (belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang yang hendak dilakukannya).

Tentang namanya, Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa Al-khadhir (dengan harakat fathah dan kasrah pada huruf kha', sedang dhat memakai kasrah atau sukun). Jadi bisa dibaca al-khadhir atau al-khidhir atau al-khidhir atau al-khidhur) adalah julukan guru Nabi Musa yang bernama Balya bin Malkan. I Menurut catatan lain, Khidhir, "orang-orang hijau" adalah sebutan terhadap orang memberi petuah.

Adapun misi utama Khidhir ialah menanamkan kesabaran kepada Musa a.s. dengan tidak boleh bertanya dan peristiwa tersebut semuanya dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi:

 Melubangi perahu. Seperti dinyatakan: Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melubanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. (ayat ke-71)

- 2) Membunuh pemuda seperti dinyatakan: Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar". (ayat ke-74)
- 3) Menegakkan dinding bangunan tanpa upah. Seperti dinyatakan: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (ayat ke-77)

Kemudian, jawaban dari tiga poin sebagai ujjan dalam menempuh kesabaran yang ditujukan kepada Musa a.s. di atas dikemukakan oleh ayat berikut ini: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu maka kedua orangtuanya adalah orang-orang mu'min, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 5 juz 14 hlm. 30.

<sup>2.</sup> Depag, Al-Qur'on dan Terjemahnya, catatan Kaki no. 886 hlm. 454.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid S juz 15 hlm. 172.





itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 79-82)

#### د: Dal

#### (دَاوُدُ) Daawud

Bunyi ayatnya, و تَقْيَنَا دَاوَهُ رَبُوْرَا ; ...Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (Q.S. An-Nisa' [4]: 163)

#### Keterangan

Dawud adalah seorang raja dan seorang nabi yang menerima wahyu Allah, Kitab Zabur. فَفَهُمْنَا شَلِيْمَانَ و كُلاَ أَتَلْنَا حَكُما و عَلَما Dan firman-Nya, فَفَهُمْنَا شَلِيْمَانَ و كُلاَ أَتَلْنَا حَكُما و علما (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]; 79) Menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa sekelompok kambing telah merusak tanaman di waktu malam. Maka yang empunya tanaman mengadukan hal tersebut kepada Dawud a.s. Nabi Dawud a.s. memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang empunya tanaman sebagai ganti tanamantanaman yang rusak. Tetapi Nabi Sulaiman a.s. memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada yang empunya tanaman untuk diambil manfaatnya. orang-orang yang empunya kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanamantanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru itu telah dapat diambil hasilnya, mereka yang mempunyai kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sulaiman itu adalah keputusan yang tepat. 14

Dawud dipandang sebagai penemu perlengkapan baju besi. <sup>2)</sup> Dawud adalah nabi Dawud Ibnu Yassa. Seorang pengembala kambing, yang mempunyai tujuh saudara, dan dialah yang paling kecil di antara mereka. <sup>3)</sup> Dawud memiliki tentara yang disebut Thalut, yang berhasil mengalahkan tentara Jalut, dan diberikannya kerajaan dan hikmah. Hal ini terungkap di dalam firman-Nya:

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Dawud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Dawud) pemerintahan dan hikmah, (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 250)

## Ra': ,

## (الْرَسْ) Ar-Rassu

Firman-Nya: Sebelum mereka (yang menentang Nabi Muhammad) itu - kaum Nabi Nuh, dan "Ashaabur-Rassi" serta Thamud (kaum Nabi Soleh), telah juga mendustakan Rasul masing-masing. (Q.S. Qaaf [50]: 12)

#### Keterangan

Ar-rassu ialah sumur yang belum dibangun dan belum dipagari, sedang ashhabur-Rassi, adalah kaum yang kepada mereka diutusnya Nabi Syu'aib a.s.<sup>1]</sup> Sedang, bentuk jamaknya adalah rasas. Kata Abu Ubaidah, dimaksudkan dengan penduduk Rass seperti yang dikatakan oleh Qatadah-ialah penduduk suatu negeri di Yamamah, disebut ar-rassu wal-falaj, yang membunuh para nabi mereka lalu mereka binasa mereka adalah sisa-sisa kaum Tsamud dan kaum Nabi Saleh.<sup>2]</sup> Sebagaimana yang diceritakan dalam firman-Nya: dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. (Q.S. Al-Furgaan [25]: 38)

### (أَلْرُوْمُ) Ar-Ruum

الم (١) غُلِبَتِ الرُّومْ (٢) فِي اَدَنَى الأَرْضِ وَمَم الْهَمْ اللهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بِعِدْ مِن بِعِدْ عَلَيْهِمْ سَيْعَلِيُونَ (٢) فِي بِضِع سِنِينَ لِلهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بِعِدْ مِن بِعِدْ Alif laam Mifm. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang).

Depag, Al-Qur'on Dan Terjemahnya, catatan kakuno. 867 hlm. 504-505.

<sup>2.</sup> Ensiklopedi Islam (Ringkas), hlm 73: seperti dinyatakan: Dan telah Kamu ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu: Mako hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah); (Q.S. Al-Anbus) [21]: 80].

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 220.

Ibnu Katsir menerangkan bahwa nama lengkap Dawud adalah Dawud bin Sya bin Uwaid bin Abri bin Salamini bin Nakhsun bin Uwainadio bin Iram bin Hashrun bin Farsh bin Ya'quh bin Ishaq bin Ibrahim. Ia seorang hamba, Nabi, sekaligus khakiah Albah di bumi Bartul Maqdis, Lihat, Qishoshul Anbiyo (edisi Indonesia), him 534.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 9 juz 26 hlm. 156.

<sup>2.</sup> Ibid. jilid 7 juz 19 hlm. 15.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergiranglah orang-orang beriman. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 1-4)

Keterangan

Ar-Ruum adalah nama suatu bangsa yang besar, keturunan Rum ibnu 'Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim a.s. demikianlah menurut para ahli nasab Arab. <sup>11</sup> Sebagai nama suatu negara ar-Ruum ialah negara Romawi Timur yang berpusat di Konstatinopel. Sebuah negara yang berpenduduk Kristen; ia terletak di negeri yang terdekat (adnal ardh), yakni terdekat ke negeri Arab, yakni Syria dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Romawi Timur. Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa adnal ardh adalah kawasan yang dekat dengan negara Romawi. Penilaian dekat di sini dipandang dari penduduk negeri Mekah, yang khitab ayat ini ditujukan kepada mereka. <sup>21</sup>

Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa kedua bangsa ini, Romawi dan Persia, saling melakukan peperangan. Ketika tersiar berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia, maka kaum musyrik Mekah menyambutnya dengan penuh kegembiraan karena berpihak kepada kaum musyrikin Persia. Sebaliknya. kaum muslimin berduka cita atas kekalahan tersebut. Kemudian turunlah ayat tersebut di atas yang menerangkan bahwa bangsa Romawi sesudah menderita kekalahan akan mendapat kemenangan dalam masa-masa beberapa tahun saja (bidh'in siniina).<sup>3]</sup> Beberapa tahun sesudah itu, menanglah bangsa Romawi dan kalahlah bangsa Persia. Atas kejadian tersebut nyatalah kebenaran Nabi Muhammad saw., sebagai nabi dan rasul dan kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah. 4 (Q.S. Ar-Ruum [30]: 2)

## (رَمَضَانَ) Ramadhaan

Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan dimulainya puasa sebagai puasa wajib. Imam As-Suyuthi menukil kitab ashshihhaah, dinyatakan bahwa mereka memberi nama-nama bulan dari bahasa terdahulu yang mereka beri nama sesuai dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya; maka bulan Ramadhan sesuai dengan hari-hari panas terik. المنافضة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة المساقة (syiddatul-harri). Dan ar-ramadhu adalah masdar dari ucapan anda, أربطن الرابط يزيمن رنفضا (terkelupas) telapak kakinya disebabkan sangat panasnya. Dan syahrur-ramadhaan terambil dari يربطن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ يزيمن المنابخ المنابخ يزيمن المنابخ يزيم المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ

### ز: Zay

## (اَلَزُنُورُ) Az-Zubuur

Az-Zubuur: kitab-kitab. Bentuk tunggalnya ialah zubrah, seperti shuhuf dan shafhah.<sup>3]</sup> Atau berarti "catatan", seperti orang Arab mengatakan, بزيدَ بن كتاب, berarti "saya memberikan catatan terhadap kitab itu", seperti firman-Nya: بزكل منها، فعلوه في الزبر "dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan". (Q.S. Al-Qamar [54]: 52)<sup>4]</sup>

Adapun kata zabur yang merujuk kepada kitab yang diturunkan kepada hamba-Nya yang saleh, dinyatakan: ولقَدْ كَتَبَنَا فِي الرَّبُور مِنَ بِغَيْرِ الدَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضِ على الرَّبُور مِنَ بِغَيْرِ الدَّكْرِ أَنَّ الْأَرْضِ عَبِادِيَ الصَّالِحُونِ Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hambahamba-Ku yang saleh. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 105)

# (زَكْرِتًا) Zakariyya

Kata Zakariyya (bisa di*mad*kan dan bisa juga tidak) ialah salah seorang putra Sulaiman bin Dawud a.s. Dia seorang tukang kayu.<sup>5]</sup> Keadaan Zakariya sendiri diceritakan di dalam firman-Nya:

<sup>5.</sup> Ibid, jihd 6 juz 16 hlm. 32.



<sup>1.</sup> Ibid, jihd 7 juz 21 hlm. 27.

<sup>2</sup> Tofsir Al-Moroghi, jilid 7 juz 21 him 27

Di dalam Mu'jam dijelaskan bahwa \_\_\_\_ dikasrahkan bo' dan dilathahkannya, adalah jumlah antara 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh). Mu'jam Eughatul Fugohao', Arabiy Englijiy Afronsiy, hlm. 88

<sup>4.</sup> Depag, Al-Mubin. Al Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki no. 1163,1164, hlm 641, CV. Syifa-Semarang

<sup>1.</sup> Lihat, As Suyuthi, Al-Muzhir fi 'Uluumi-Lughoh wa Anwaa'iho, jilid 1 hlm. 220, dan selanjutnya, Imam As-Suyuthi menyebutkan nama-nama bulan pada masa jahiliyah, antara lain: 11, ol-mu'tumir dengan nama Muharram. 2). Shafar dengan nama naoyir; 3), Robi'ul Awwad dengan nama Khawwaan dan mereka mengatakan Khuwwan (dengan didhammohkan); 4), Rabi'ul Aokbir, dengan nama Wobshaan; 5) Jumaadil Uula dengan nama ol-Hatiin; 6), Jumaadil Aakhir dengan nama Robba; 7), Rajab, dengan nama al-Asham; 8). Sva'boan dengan nama Robba; 7), Rajab, dengan nama Maotiq; 10), Syawwad dengan nama World; 11), Dzul Qo'dah dengan nama Worlah, dan 12), Dzul Hijjah dengan nama Burat. Ibid, jilid 1 hlm 219

ر د ص 2 Lisaanul 'Arab, jilid 7 hlm. 160, 162 moddah ر د ص

<sup>3</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 7 juz 19 hlm 103.

<sup>4.</sup> Ibid, plid 5 paz 14 film. 87.





(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakariya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. (Q.S. Maryam [19]: 2-5)

## (زَيدٌ) Zaid

Firman-Nya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Q.S. Al-Ahzaab [33]: 37)

#### Keterangan

Zaid adalah putra Haritsah, anggota klan Kalb, 300 km di utara Madinah, dekat Dammat Al-Jawf), al-Jandal (sekarang: kebanyakan anggota klan ini beragama Kristen. Menurut cerita, ibunya sedang membawanya pulang dari perjalanan, ketika mendadak mereka dipergok penyamun gurun. Zaid berubah menjadi budak dan diperjual belikan ke sana kemari. Di pekan raya Okadz, keponakan Khatijah, Hakim bin Hizam, membelinya. Ketika ia melihat Muhammad suka bercakap cakap dengan Zaid dan berkata ini-itu sambil bercerita gembira, khatijah menghadahkannya kepada suaminya, kemudian membebaskannya.11

Perihal ayat di atas, Prof. Dr. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa Zaid adalah hamba sahaya Nabi saw., yang telah dimerdekakan dan diambilnya menjadi anak angkat (tabannay). Kemudian dikawinkannya dengan Zainab, anak bibinya (saudara bapaknya). Pada suatu hari berkata Zaid kepada Nabi: "Saya bermaksud hendak menceraikan istri saya, Zainab, karena dia seorang yang berbangsa mulia, sedang saya berbangsa kurang". Sahud Nabi: "Peganglah istrimu, jangan diceraikan dan takutlah kepada Allah". Nabi menyembunyikan keinginannya kepada Zainab dalam hatinya, jika Zainab diceraikan, Allah menyuruh dia berkawin dengan anak bibinya, tetapi tidak dilahirkannya. Allah melahirkan apa yang ada dalam hati nabi, kemudian Zaid menceraikan Zainab, setelah bergaul beberapa bulan dengan dia. Setelah habis iddahnya, berkawinlah Nabi dengan Zainab, bekas istri anak angkatnya. Dan peristiwa ini menjadi keterangan tentang bolehnya mengawini bekas anak angkatnya."1]

س : Sin

#### (سَبَاءٌ) Saba'

Saba' yaitu Saba' bin Yasyhub bin Ya'rub bin Qatan, bapak gabilah di Yaman.<sup>2)</sup> Firman-Nya: Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini, Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah). sehingga mereka tidak dapat petunjuk, (Q.S. An-Naml [27]: 22-24) Baca Balqis.

## (سِجَيْنٌ) Sijjiin

Sijjiin nama sebuah kitab (catatan) yang di dalamnya tertulis perbuatan orang-orang

H. Fulad Hashem, Sejarah Ketidupan Rasululiah Kurun Mekah. Mizan-Bandung, Cet. Ke-IV Dzichiyah 1415/Mei 1995, hlm. 133

<sup>1</sup> Yenus, Prof. Dr. Mahmod, Tofsir Al-Qur'angl Karjar, hlm. 618.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm 130.





melewati batas. <sup>11</sup> Sebagaimana firman-Nya: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah, kamu apakah sijjin itu? (Ialah) kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. (Q.S. Al-Muthaffifiin [83]: 7-11)

### (سَقَرَ) Saqar

Firman-Nya, ما سَلَكَ كُمْ فِي مَقْر: apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar. (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: 42)

Keterangan

Quthrub mengatakan kata saqar berasal dari مَعْرَهُ الشَّمْنِينَ وَمِعْرَةُ لُوْحَتُهُ (matahari membakar kulitnya), dan شَعْرُةُ الشَّمْنِينَ (pakni بَيْرَةُ مَصْمِقُرُ وَمَصْمِقُرُ (hari yang sangat panas). Dan secara umum dengan sifat tersebut kata saqar diterjemahkan dengan "neraka saqar", dan menurut ayat ke 29 bahwa neraka saqar dinyatakan بَوْاحَةُ بُلْبُسُر pembakar kulit manusia". Dan para penghuninya tercantum pada ayat ke 43, 44, 45, 46 dari surat Al-Mudatstsir; dan pada ayat ke 48 dinyatakan bahwaa syafaat tidak berguna bagi mereka;, dan kategori mereka itu antara lain:

- Orang-orang yang tidak mengerjakan salat
- Orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin
- Orang-orang yang selalu membicarakan halhal yang batil
- Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan

## (سَلَيْمَانُ) Sulaiman

Firman-Nya: "Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud dan berkata, "hai manusia sekalian, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata". (Q.S. An-Naml [27]: 16)

### Keterangan

Yang dimaksud mewarisi dalam ayat tersebut adalah masalah kenabian dan kerajaan,

bukan dalam harta kekayaan, karena Dawud anak lain selain Sulaiman. Selain itu karena telah ditegaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa Rasulullah saw bersabda: "kami mewariskan apa yang kami tinggalkan, melainkan semuanya itu adalah sedekah".

Adapun nama lengkap Sulaiman, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Hafizd bin Asakir adalah Sulaiman bin Dawud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salamun bin Nakhsyun bin Amina Idab bin Iram bin Hashrun bin Faridh bin Yahudza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim a.s. "

### (سَامِرِيُّ) Samiriyy

Kata samiriyyun, menurut arti katanya dapat dilihat pada surat Al-Mu'minun, samiran نهنفکرين په سامرا تهخزون (Q.S. Al-Mu'minuun [23]: 67). Saamiran pada ayat tersebut maksudnya mereka bercakap-cakap di malam hari dengan menjelek-jelekkan dan mencela Al-Qur'an. المناه lmam al-Bukhari menjelaskan di dalam kitab sahihnya bahwa Saamiran, dari as-samru dan al-jamii' adalah المناه (orang-orang yang mengobrol), sedang as-saamiru di sini maksudnya adalah tempat berkumpul (maudhi'il-jam'i). <sup>31</sup>

Sedang kata Samiriyyun adalah nisbah (sandaran) yang banyak melakukan kata-kata keji; ia sebagai nama pengikut Musa a.s. yang membangkang dan yang mengadakan sesembahan pedet emas(al-'ijl). Sebagaimana firman-Nya: Berkata Musa: "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian) hai Samiri?" Samiri menjawab: "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak diketahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya, "

Maka, المن الأرسول: Dan jejak rasuf di sini ialah ajaran-ajarannya. Menurut faham ini Samiri mengambil sebahagian dari ajaran-ajaran Musa kemudian difemparkannya ajaran-ajaran itu sehingga dia menjadi sesat. Menurut sebahagian ahli tafsir yang lain, yang dimaksud dengan yiejak rasul itu ialah jejak telapak kuda Jibrić a s. artinya Samiri mengambir segumpal tanah dari jejak itu lalu dilemparkannya ke dalam logam yang sedang dihancurkan sehingga logam itu berbentuk anak sapi yang mengeluarkan suara. Depag, AFQur'an dan Terjemahnyu, catatan kaki, no 941 hfm. 487.



<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 74

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Qurtubi, jilid 9 jüz 17 him. 96.

<sup>1.</sup> Lihat, Qishashul-Anbiya' (edisi Indonesia), hlm. \$49.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 18 hlm. 36

<sup>3.</sup> Shahih Al-Bukhari, µlid 3 hlm 166.

A. Firman-Nya, نفيمنت قيضة من اثر الرسول فنيتايي .. maka aku (Samiri) ambil segenggap dari jejak rasul lalu aku melemparkannya.... (Q.S. Thaaha [ 20]: 96)

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dan demikianlah nafsuku membujukku". (Q.S. Thaaha [20]: 95-96)

Atas ulahnya memalingkan bani Isra'il dengan menyembah pedet emas, hukuman yang diterima ialah: Berkata Musa: "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini (hanya dapat) mengatakan: "Janganlah menyentuh aku". Dan sesungguhnya bagimu hukuman (di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak menghindarinya, dan lihatlah tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguhsungguh akan menghamburkannya ke laut (berupa abu yang berserakan). (Q.S. Thaaha [20]: 97)

### (سُوَاءٌ) Suwaa'

Suwa' adalah nama berhala yang dijadikan sesembahan suku Hudzail. Sebagaimana riwayat al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas:

Patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh a.s. adalah patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kalb di Dawmatul Jandal. Adapun Suwa' adalah sesembahan suku Hudzail. Adapun yaguts adalah sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke-Bani Ghatif, di lereng bukit yang terletak di kota Saba'. Adapun *ya'ug* adalah sesembahan suku Hamdan. Sedangkan nasr terdapat pada suku Himyar, yang merupakan sesembahan keluarga dzi Kila'. Padahal semua itu adalah nama orangorang yang saleh di zaman Nabi Nuh a.s., setelah mereka mati, setan membisikkan kepada orangorang saleh supaya dibuatkan patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan mereka dan l menamai patung-patung mereka dengan namanama mereka, lalu mereka melakukannya. Namun patung-patung itu belum disembah sampai orangorang yang telah menjadikan patung-patung itu mati dan ilmu telah hilang dari kalangan mereka, maka di kala itulah penyembahan terhadap patung-patung itu dimulai. 11

ش : Syein

## (ٱلشَّيْطَانُ) Asy-Syaithaan

Syetan adalah pribadi yang melancarkan tipu daya, berasal dari bahasa Hebrew. 13 Secara umum, asy-Syaithaan ialah segala sesuatu yang bersikap kepala batu dan membangkang. 23 Yang kerap mendapat sebutan mariid (yang terlempar) dan rajiim (yang terlaknat). Setan adalah jenis jin yang berkepribadian buruk, merusak. Maka sekelompok manusia yang berkepribadian setan dapat ditemukan di dalam ayat-ayat-Nya: ... yaitu syetan-syetan (dari jenis) manusia dan (dari jenis jin), sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu (manusia). (Q.S. Al-An'aam [6]: 112) Baca Jin.

## (اَلشَعْرَى) Asy-Syi'ra

Firman-Nya: dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi`ra, (Q.S. An-Najm [53]: 49)

#### Keterangan

Asy-Syi'ra adalah asy-syi'ral-'ubuur, nama sebuah bintang yang cemerlang, yang disebut pula mirzamul jauza' (tali bintang jauza'). <sup>31</sup> Bintang ini disembah oleh sekelompok bangsa Arab. <sup>41</sup> Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa الشغرى adalah bintang-bintang yang bersinar yang muncul setelah bintang Gemini dalam keadaan yang sangat panas. <sup>53</sup>

Di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa bangsa Arab, sebelum datangnya Islam, selain penyembuhan bintang syi'ra' di atas, agama yang pernah masuk adalah:

- Agama Yahudi. Agama ini dipeluk oleh Dzun Nuwas (raja Yaman), dan penduduk Yatsrib, Khaibar, Wadil Qura. Baca Ashabul ukhdhud
- Agama Masehi (agama Nasrani). Kebanyakan pemeluk agama ini adalah warga Siria, Mesir Habsyi. Dan di antaranya ialah Raja Hiraqlus.

<sup>1</sup> Keterangan di atas terdapar di dalam Shahih Al-Bukheri, yang berbunyi Telah menceritakan kepada kami Bisahim bin Musa, telah mengkhabarkan kepada kami Hisyam dari Ibnu suralih dan 'Atha' berkata dari Ibnu Abbas na. Lihat. Shahih Al-Bukhori, Krab Tafsinul-Qur'an, bab Wuddon wala Suwaa' wala Yaghuuts wa Ya'uuq, hadis no. 4920, jilid 3 him. 217.

<sup>1.</sup> Glasse, Cyril, Ensiklopedi Islam (Ringkus), pengantar Prof. Huston Smith, Rojo Grafindo, Jakarta tit, film. 144

<sup>2.</sup> Tofsir Al Maraghi, jilid lijuz 1 hlm 55.

Robbusy-syrina: mirraamul-jauzoa' (Yang Memelihara bintang syrina) Lihat, Shahih Al-Bukhori, jilid 3 hlm, 200

<sup>4.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 9 juz 27 hlm. 62

<sup>5</sup> Shafwaatut-Tafaasur, yild 3 hlm. 278

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Agama watsani (berhala). Mereka adalah para penyembah berhala; mereka keluar dan tidak betah dengan agama Yahudi, lantaran tidak pernah sama derajatnya dalam pandangan pendeta-pendeta mereka, sebab yang lain adalah perbedaan ras (keturunan), ras Yahudi dan ras Arab, di mana ras Yahudi memandang Yahudi adalah lebih mulia dari pada ras Arab. begitu juga agama masehi, mereka (orang Arab) ketika memegang agama ini terlalu banyak keruwetan dan simpang siur, sehingga bangsa Arab sukar memahaminya, dan begitu juga perselisihan yang kerap ditimbulkannya. Oleh karena itu alternatif dalam beribadah adalah menyembah berhala. <sup>1</sup>

Adapun sebab lain tentang penyembuhan batu sebagai berhala, Ibnu Al-Kalbi menyatakan: yang menyebabkan akhirnya menyembah berhala dan batu ialah; orang-orang yang meninggalkan kota Mekkah selalu membawa sebuah batu, dari tanah Haram, Ka'bah, dengan maksud menghormatinya, dan untuk memperlihatkan cinta mereka kepada Mekah.<sup>21</sup>

## (شَعَيْبٌ) Syu'aib

Syu'aib namanya ialah Yatsrum bin Dhai'un bin 'Anga bin Tsabit bin Madyan bin Ibrahim. Ada juga yang menyatakan bahwa Syu'aib bin Mikyal dari anak Madyan. Qatadah mengatakan: Syu'aib diutus untuk dua umat: Aikah dan Madyan. <sup>33</sup>

Selanjutnya kisah Syua'ib ini dimuat pula dalam Surat Asy-Syu'araa' [26] ayat 176-190: (Demikian juga) penduduk "Aikah" telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka). Ketika Nabi Syuaib berkuta kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. "Oleh itu, takutlah kamu akan (kemurkaan) Allah, dan taatlah kepadaku. "Danakutidak meminta kepada kamu upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam. "Hendakiah kamu menyempurnakan sukatan, dan janganlah

kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain. "Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya. "Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang banyak, dan janganlah kamu merajalela melakukan kerusakan di bumi, "Dan (sebaliknya) berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang telah lalu". Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini (hai Syuaib) hanyalah salah seorang dari golongan yang kena sihir. "Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; dan sesungguhnya kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta. Karena itu, turunlah atas kami kepingankepingan (yang membinasakan) dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar!" Nabi Syuaib berkata: "Tuhanku lebih mengetahul akan apa yang kamu lakukan". Maka mereka tetap juga mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab siksa hari awan mendung; sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan azab siksa hari yang amat besar (huru-haranya, Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandung satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah); dan dalam hal itu, kebanyakan mereka tidak juga mau beriman.

Dan dimuat pula dalam surat Al-Ankabuut: Dan (Kami utus) kepada penduduk Madyan saudara mereka: Nabi Syuaib; lalu ia berkata: "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, dan kerjakanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala akhirat, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi". Maka mereka mendustakannya, lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi, serta menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masingmasing. (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 36-37)

Selanjutnya pernikahan Nabi Syu'aib a.s. dinyatakan: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. (Q.S. Al-Qashash [28]: 27)

## (شمَوبل) Syamwaii

إِذْ قَالُوا لِنِيَ لَهُمْ الِعَثْ لِنَا مِنْكَا نُفَائِلُ فِي Firman-Nya, إِذْ قَالُوا لِنِيَ لَهُمُ الْعَمْ mingatlah ketika mereka (bani Isra'il). :سبيل اللهِ

59.



<sup>1</sup> Jihat, Prof. Dr. Sya'alaoi. Sejarah dan Kebudayaan Islam, jihit 1 blm.

<sup>2.</sup> ibid, hlm 56

<sup>3.</sup> Al-Kamii fit Tarikh, jilid 1 hlm. 84.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



berkata kepada nabi mereka: "Angkatlah kepada kami seorang raja, supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah...." (Q.S. Al-Bagarah [2]: 246)

#### Keterangan

Lafaz Syamuel tidak terdapat di dalam Al-Our'an, namun sebagai tafsiran dari bunyi ayat: قَالَ نَبِيُّهُمْ لَهُمْ (Q.S. Al-Bagarah [2]: 247) Begitulah yang dikatakan oleh Muhammad bi Ishaq dari Wahb bin Munabbih. 1 Syamuel adalah Syamuel bin Baaliy bin 'Algamah bin Maajib bin 'Amarashaa bin 'Azarya bin Shafiyah bin 'Algamah bin Abi Yaasyif bin Qaarun bin Yushhir bin Qaahits bin Laawiy bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihis-salam. Selanjutnya, tentang kisah Syamuel, Wahab bin Munabbih dan ulama lainnya menjelaskan bahwa bani Israil setelah musa as masih memegang teguh Taurat pada rentang waktu yang panjang. Setelah itu, mereka mengada-adakan hal-hal baru, sehingga ada sebagian mereka menyembah berhala. Dan ada juga di antara generasi para nabi yang tetap menyuruh perbuatan makruf dan mencegah kemungkaran, dan yang masih berpegang teguh dengan Taurat sampai dengan tibanya suatu masa yang mereka bebas melakukan sekehendak mereka sendiri. Lalu terjadilah pertempuran di antara mereka, Allah mengalahkan musuh-musuh mereka, yang banyak menjelajah dan merampas negeri-negeri dan tidak ada yang sanggup menandinginya. Meski pada saat itu di sisi mereka terdapat Taurat dan Tabut yang memuat tentang zaman lampau. Dan menjadi warisan bagi generasi sesudah mereka tentang orang-orang terdahulu hingga masa kenabian Musa al-kaliim a.s. Namun keberadaan Taurat dan Tabut tidak menambah mereka selain kesesatan, sehingga memunculkan sebagian para raja yang melakukan perampasan dan berhasil mengambil Taurat dari tangantangan mereka saat peperangan, dan tidak ada yang tersisa melainkan sedikit. Maka terputuslah kenabian dari kabilah keturunan mereka, dan tak ada yang tersisa dari kabilah Laawiy, yang ditengarai menjadi bibit para nabi selain

seorang perempuan yang tengah mengandung sedang telah ditinggal mati suaminya dalam peperangan. Mereka menyelamatkan perempuan tersebut ke suatu rumah dan menjaganya, dengan harapan kelak Allah memberikan karunia kepadanya. Maka perempuan tersebut tak hentihentinya bermunajat kepada Allah Swt. untuk dikaruniai seorang anak, lalu Allah mengabulkan permintaannya dan lahirlah seorang anak yang diberi nama Syamuel. 11

### ص: Shad

#### (الصبيعان) Ash-Shabi'iin

Firman-Nya: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. Al-Hajj [22]: 17)

#### Keterangan

Ash-Shabi'in adalah suatu kaum yang menyembah malaikat; salat menghadap kiblat dan membaca zabur. Diterangkan di dalam *Al-Milal wa Al-Nihaal*, karya Asy-Syahrastani, kaum Sabi'ah ada pada masa Ibrahim a.s.; lawan mereka disebut *al-hunafa*', dan pokok madzhab mereka ialah pengagungan terhadap bintang-bintang, baik yang beredar maupun yang tetap.<sup>21</sup>

#### (صالحٌ) Shalih

Firman-Nya: Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka, Shaleh. Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksa yang pedih."

Nabiy yang dimaksud di sini talah salah seorang nabi Israili yang dikenal dengan Samuel. Tafsir Ar-Maraghi, pilid 1 juz 2 hlm. 214.

Ibrio Katsir, Abu Firla" 4I-Huffith Al-Qursyry Ad-Dimasyq, Yafsir Af-Qur anul-Achtim. tahqiq. Mahmud Hasan, Door Ar-Rusyod Al-Hodiltsah (11), jilid 1 hlm. 371: Yafsir Al-Baghovo, jud 1 hlm. 169

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jihd 6 juz 17 hlm. 98.

# -+@

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka: "Tahukah kamu bahwa Shaleh diutus (menjadi rasul) oleh Tuhannya?". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh diutus untuk menyampaikannya". Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani". Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata: "Hai Shaleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang diutus". (Q.S. Al-A'raf [7]: 73-77)

Keterangan

Shalih adalah nabi kaum Tsamud. Mereka adalah nama sebuah kabilah terkenal, bernama "Tsamud". Nama ini diambil dari nama kakek mereka, Tsamud, saudara Judais, Keduanya adalah Atsir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab asli yang tinggal di bebatuan antara Hijaz dan Tabuk. <sup>11</sup>

Shaleh adalah bahasa Arab, صانغ, "pencipta kedamaian". Adapun orang yang ditugasi membunuh unta itu adalah Qidar bin Salif bin Jundah. Ada yang mengatakan, bahwa ia adalah anak haram, hasil perzinaan yang terjadi di tempat tidur Salif. Ia adalah anak seorang yang bernama Shiban.

## (الصَّفَى وَالْمَرُوَّةُ) Ash-Shafa wal-Marwah

Ash-shafa wal marwah adalah dua gunung yang berada di lembah Mekah. Perjalanan antara dua bukit tersebut diperkirakan 760 hasta. I Shafa dan Marwah adalah bagian dari syi'ar Allah bagi yang melakukan ibadah haji, sebagaimana dinyatakan: Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah; r. 104)

Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa Shafa dan Marwah keduanya pada masa jahiliyah terdapat dua patung, yakni Isaaf di bukit Shafa dan patung Naa-ilah di bukit Marwah. Keduanya dipergunakan thawaf pada saat itu; kemudian datang Islam yang menegaskan akan kebolehan melakukan sa'i di tempat tersebut.<sup>15</sup>

### (أَلْصُبُوامِعُ) 'Ash-Shawaami

Shawaami' adalah bentuk jamak dari shauma'ah, yaitu tempat ibadah para pendeta di padang pasir, yakni biara.<sup>2</sup> (Q.S. Al-Hajj [22]: 40)

### ط: 'Tha

# (طُورَ سَيْنَا) Thur siinaa'

Thur siinaa': Bukit Tur tempat Musa bermunajat kepada Tuhannya; juga dinamakan Tur sinin.<sup>3</sup> Dan lembahnya disebut lembah thuwa, tempat Musa mendapat wahyu, berupa sepuluh perintah Tuhan (tens commandement). Baca Thuwa.

# (الطَأَغُوتُ) Ath-Thaaghuut

Menurut Abu Su'ud, ath-Thaaghuut ialah setan yang dinyatakan dengan sighat mubalaghah (mempunyai arti "sangat"). <sup>4</sup> Ia terambil dari ath-thughyaan, yang artinya "melewati batas", maksudnya "apa saja yang disembah selain Allah baik berupa patung, manusia maupun bebatuan. <sup>5</sup> Baca Thagay.

<sup>5.</sup> tbid. jilid 3 hlm. 69.



Ibne Katsır, Qishashul Anhiyaa', film. 138.

<sup>2.</sup> Ibid, hlm. 147.

<sup>3.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilio 1 juz 2 hlm. 26.

<sup>1</sup> Tofsir At Boghawi, juz 1 blm. 91; linat juga Tofsir ibu Kotsir, plid 1 hlm. 248

<sup>2.</sup> Al-Maraghs, Op. Cit., jilled 6 juz 17 hlm 1.16

<sup>3 /</sup>brd, jilid 6 juz 18 htm. 13.

<sup>4.</sup> Shafwaatut-Tafaasiir, pild 3 hlm 74.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (طَالُوْطُ) Thaalut

Thalut ialah nama julukan seorang raja. Dikatakan demikian, karena orangnya sangat tinggi. Dalam perjanjian Lama Kitab Samuel diceritakan: "la berdiri di antara rakyat (Bani Isra'il), dan ternyata ia paling tinggi dari kesemuanya, dari pundak ke atasnya"." Thalut adalah pasukan Dawud a.s., dan dialah yang berhasil membunuh Jalut. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 246) Baca Jaaluut.

# ع: Ain

## (عَرِفَاتُ) Arafaat (عَرِفَاتُ

Firman-Nya: Tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu (dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan Haji). Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah (menuju ke Muzdalifah) maka sebutlah nama Allah (dengan doa, talbiah dan tasbih) di tempat Masy'ar Al-Haraam (di Muzdalifah), dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orangorang yang salah jalan ibadatnya. (Q.S. Al-Baqarah [2]: [198])

#### Keterangan

'Arafah artinya mauqif (tempat berhenti) orang-orang yang melakukan ibadah haji guna melakukan manasik haji. Dinamakan 'Arafah karena di sini orang saling mengenal satu sama lainnya, dan 'Arafah juga diartikan nama hari di mana orang-orang melakukan ibadah haji berdiam ui situ, yaitu tanggal sembilan Zulhijjah.<sup>2)</sup>

#### (عَادٌ) Aad'

'Aad adalah nama bapak terbesar dari suku bangsa. Suku bangsa diungkapkan, jika ia agung karena nama bapak atau anak-anak fulan atau keluarga fulan. 12 'Aad merupakan salah satu generasi bangsa Arab Al-Ba'idah. Mereka

mengatakan sebagai anak cucu 'Iwas ibnu Iram ibnu Sam ibnu Nuh a.s. dikenal pula dengan julukan kaum Iram.' Sebagaimana firman-Nya: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. (Q.S. Q.S. Al-Fajr [89]: 6-7)

Adapun firman-Nya: وَأَنَّهُ اَمُلَكَ عَادًا الْأُولَى (Q.S. An-Najm [53]: 50) Maka, 'Aad al-uula adalah 'Ad pertama, yaitu kaum nabì Hud. Mereka adalah anak cucu 'Ad bin 'Imran bin 'Auf bin Syam bin Nuh, sedang 'Aada al-Ukhray, adalah 'Aad, yaitu adalah anak cucu 'Ad yang pertama.<sup>21</sup>

## (عَدُنٌ) Adnun'

Firman-Nya, اَلْأَنْهَازُيْحَلُّونَ فَيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ دُهْبِ . Mereka itulah (orangorang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; datam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas.... (Q.S. Al-Kahfi [18]: 31)

#### Keterangan

Orang mengatakan: عَنَىٰ بِالْكَانِ , berarti dia menetap di tempat itu. Dan dari kata-kata ini timbullah kata-kata al-ma'din, "tempat pertambangan", karena di tempat pertambanganlah tinggal barang-barang seperti batu-batu permata dan lainnya. Sedang istilah di dalam Al-Qur'an adalah Jannaatu 'adn, yang berarti surga-surga tempat tinggal dan bermukim.<sup>3</sup>

# (اَلْفُزِّي) Al-'Uzza

Al-'Uzza adalah satu di antara jenis patung(berhala) yang disembah orang-orang musyrik yang berjumlah hampir 360 patung. Sedang berhala yang paling besar dan diagungkan telah dihancurkan oleh Rasulullah saw. Ketika peristiwa Fathu Mekah. Di antara berhala yang masyhur adalah Latta, 'Uzaa, dan Manat. Pada waktu fathu Mekah Rasulullah saw. Mengirim Khalid bin Walid menghancurkan berhala 'Uzza, seraya mengatakan:

<sup>1.</sup> Tofsir Al-Maraghi, jilid 1 juz 2 hlm. 214.

<sup>2</sup> Ibid, ylid 1 juz 2 hlm. 101

<sup>3.</sup> Ibid, jilid 7 juz 19 hlm. 86.

<sup>1.</sup> Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 142.

<sup>2</sup> Ibid. jilid 9 juz 27 hlm. 62.

<sup>3</sup> Ibid, jilid S juz 15 hlm. 140; Shahih At-Bukhari, jilid 3 hlm. 137.



"Wahai 'Uzza kami mengufurimu dan tidak menyucikanmu, sesungguhnya aku telah melihat bahwasanya Allah menghinakanmu"."

## (عِفْرِنْتُ) 'lfriit'

'Ifrit dari jenis manusia ialah orang yang buruk, berbuat makar dan jahat kepada kawannya; dan ifrit dari jenis setan ialah hantu. <sup>21</sup> Di antaranya tertera di dalam firman-Nya: Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya". (Q.S. An-Naml [27]: 39) Baca Jinn.

### (عمرانُ) imraan'

Firman-Nya: Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, dan Nabi Nuh, dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat (yang ada pada zaman mereka masing-masing). (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 35)

Dan pada ayat selanjutnya dijelaskan: (Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: "Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepadaMu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas (dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadaMu semata-mata), maka terimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, logi Maha Mengetahui." (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 35)

#### (غزيز) Uzair'

Firman-Nya: Dan orang-orang Yahudi berkata: "Uzair ialah anak Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih ialah anak Allah". Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (yaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpating dari kebenaran? (Q.S. At-Taubah [9]: 30)

Keterangan

Dialah orang yang oleh ahli Kitab dinamakan *Izran*, nasabnya berakhir sampai Azar bin Harun a.s.<sup>1</sup>

Imam Al-Maraghi menjelaskan di dalam tafsirnya, bahwa 'Uzair adalah seorang pendeta Yahudi dan penulis terkenal yang menetap di Babilonia sekitar 457 SM. Dia mendirikan perpustakaan besar, mengumpulkan bagianbagian kitab suci (Taurat), memasukkan huruf caledonia, menggantikan huruf-huruf Ibrani Kuno, dan menyusun kitab-kitab besar tentang peristiwa (sifrul ayyam). Secara garis besar, masanya merupakan musim semi bagi agama Yahudi. Ia patut disebut sebagai "penyebar syariat Yahudi". la telah menghidupkannya kembali setelah sekian lama dilupakan orang. Atas dasar inilah, kalangan Yahudi menyucikannya, dan sebagian mereka di Madinah menjulukinya dengan "anak Allah" (ibnullaah).21

Telah masyhur di kalangan para ahli sejarah, hingga ahli sejarah dari Ahli Kitab, bahwa Taurat yang ditulis oleh Musa dan diletakkan di dalam atau di samping Tabut telah hilang sebelum masa Sulaiman a.s. Ketika dia membuka Tabut itu, yang didapatinya dua buah *lauh* yang bertuliskan 10 wasiat.

Dalam biografi Izran yang dimuat dalam Encyclopedia Britanica, dikatakan bahwa dia tidak hanya mengembalikan syariat yang dibakar saja, tetapi juga mengulang seluruh kitab Ibrani yang telah rusak, dan mengulang 70 kitab suci bukan undang-undang (Abu Kuraif). Penulis biografi ini mengatakan, jika dongeng khusus tentang Izran ini ditulis oleh para ahli sejarah dengan penanya sendiri tanpa merujuk kepada kitab lain, maka para penulis zaman sekarang berpendapat bahwa dongeng tentang Izran telah dibuat-buat oleh para rawi itu. <sup>3</sup>

<sup>3 /</sup>brd. jifid 4 juz 10 hlm. 98



<sup>1.</sup> Shafwaatus Tafaasiir, jilid 3 hlm 281

<sup>2.</sup> Al-Maraghi, Op. Cit., jilid 7 juz 19 hlm. 139.

<sup>1.</sup> Ibid, plid 4 juz 10 hlm. 97.

Ibid, jillid 4 juz 10 hlm. 97.

ibnu Qutaibah menerangkan bahwa 'Uzair adalah seorang yang menegakkan kitab Taurot untuk bani Isra'il setelah terbakat dan tak dikenali lagi, ketika ia kembali ke Syam maka segolongan dari orang-orang Yahudi berkata ia adalah anak Allah (*ibnulladh*) dan seorang yang banyak bermunajat lalu Allah menghapus namanya dari deretan para nabi. Lihat, Al-Mo'norif, Irlm. 29.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



## (اَلْعَرَنْزُ) Al-'Azfiz

Imra-atun 'Aziiz (إِبَرَاةٌ عَزِينًا): (stri penguasa. Yakni, Zulaikha. (Q.S. Yusuf [12]: 30, 51). Pada masa Yusuf a.s., sebutan penguasa saat itu adalah Al-Malik, sedangkan bagi para menterinya dinyatakan Al-'Aziiz. Kemudian pada masa Musa a.s., sebutan tersebut berganti dengan Fir'aun. Demikian menurut imam Suheili (w. 138 H) sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibnu Katsir. <sup>1</sup>J

### (غنسن) Abasa(غنسن

'Abasa: Yang bermuka masam, yakni sahabat nabi yang buta, Umar bin Umi Maktum. Di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah saw. meminta ajaran-ajaran tentang Islam; lalu Rasulullah saw. bermuka masam dan berpaling dari padanya, karena beliau saw. sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan harapan agar para pembesar tersebut masuk Islam. Maka turunlah surat ini sebagai teguran kepada Rasulullah saw. 24

### (عبسيّ) lisa

Di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Masiih, Isa a.s. disebut dengan wajiihan fid dunya wal aakhirah (seorang terkemuka di dunia dan di akhirat), begitu juga sebutan al-muqarrabiin (القنون), "orang-orang yang didekatkan" (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 45) Yakni 'Isa putera Maryam, dan salah satu makna qarbu dimaksudkan dengan "penghormatan kedudukannya" (al-huzhwah).31

Isa a.s. adalah putra Maryam. Seorang nabi dan rasul Tuhan yang diutus kepada bani Isra'il. Terdapat beberapa keajaiban tentang kehadiran Isa a.s., mulai dari proses mengandungnya, kelahirannya hingga munculnya perdebatan yang membedakan antara yang sesat dan mendapat petunjuk. Peristiwa tersebut sangat mengundang kekaguman di kalangan pengikut Injil, Nasrani dan pengikut Taurat, Yahudi, lantaran kelahirannya tanpa seorang ayah dinyatakan di dalam surat Maryam:

Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari

1. Ibna Katsir, Bidoyah wa An-Nihoavah, guz Ahlm, 277

keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia (Jibril) "Sesungguhnya aku ini hanyalah berkata: seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". Jibril berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami meniadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekalikali bukanlah seorang pezina", maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku

Depag, Ai Qur'on don Terjemohnyo, catatan kaki no. 1555 hlm. 1024

<sup>3.</sup> Mu'yam Mufrodat Alfaashii Qur'en, him 414.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah". maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orangorang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. (ayat ke-16-37)

Selanjutnya, Isa disebut juga dengan ghulaaman zakiyyan, "anak yang suci" buat menolak anggapan atau tuduhan kaum Yahudi bahwa isa itu anak zina.<sup>1</sup>

Kelahiran Isa tanpa bapak adalah mudah bagi Allah karena Adam dan Hawa pun terlahir tanpa ibu dan bapak. Kedatangan Isa a.s. sebagai suatu tanda kekuasaan Kami, sebagai sesuatu yang luar biasa dan juga sebagai rahmat. Dikatakan sebagai rahmat karena seorang nabi yang menunjukkan hukum-hukum Allah berarti rahmat bagi manusia.<sup>2</sup>

Isa a.s. Sebagai nabi dan rasul Tuhan, sebagaimana para rasul lainnya, dalam misnya hanya menyeru menyembah Allah Swt., dan meniadakan penyembuhan selain-Nya. Dan inilah asli agama Nasrani sebagai agama samawi. Oleh karena klaim trinitas, Isa a.s. telah membantahnya, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya: "Dan ingatlah ketika Allah berfirman: hai Isa putra Maryam, apakah kamu berkata ke, ada manusia: Jadikanlah aku dan ibuku tuhan selain Allah? Isa menjawab: Maha

Suci Engkau, tidaklah patut bagiku menyatakan apa yang bukan menjadi hakku, jika aku pernah mengatakan tentu Engkau telah mengetahui." (Q.S. Al-Maidah [5]: 116)

### ف : 'Fa

#### **Al-Firdaus**

Al-Firdaus; dalam bahasa Romawi berarti "taman". As-Sudi mengatakan, dalam bahasa Nabti ia berarti "kurma", yang asalnya adalah al-firdas. 1] (Q.S. Al-Kahfi [18]; 107)

Sedangkan kata *al-firadaus* di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 adalah nama surga yang ditujukan kepada mereka yang dalam kehidupan dunianya mampu melaksanakan amalan-amalan berikut:

- Mukmin
- Mereka yang khusyu' dalam salat
- Mereka yang mengeluarkan zakat
- Mereka yang menjaga kemaluannya
- Mereka yang menjaga amanat dan janjinya
- Mereka yang memelihara salatnya

## (فِرْعَوْنُ) Fir'aun

Firman-Nya, وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فَرَعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْمِي مِنَ Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir`aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-A'raaf [7]: 130)

Keterangan

Adlu fir'aun: kaum Fir'aun, orang-orang dekat dan pembantu-pembantunya dalam meng-urusi negara, yakni para pemuka kaumnya. Pada asalnya kata-kata ini hanya digunakan untuk menyebut orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat dekat dengan seseorang, misalnya dalam surat Ali 'Imraan ayat 33. Atau kata-kata tersebut (aalu) untuk arti bersekutu dan mengikuti pendapat, kaumnya.<sup>21</sup> Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya: Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat.

<sup>1.</sup> A. Hassan, Tafsir Al-Furgan, catatan kaki no. 2057 hlm. 579.

<sup>2.</sup> Ibid, catatan kaki no. 2060 hlm. 579

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 24.

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 3 juz 9 hlm. 40.

### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



(Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir`aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". (Q.S. Al-Mu'min [40]: 46)

Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir, seperti halnya panggilan kaisar bagi raja-raja Romawi dan kisra bagi raja Persia. Dan pendapat vang terkuat menurut kebanyakan ahli sejarah mengenai Mesir kuno, bahwa Fir'aun yang bermusuhan dengan Nabi Musa adalah raja Minfatah. Dia juga mendapat gelar keturunan Dewa Ra (matahari). 11 Dan istrinya (imra-atahu) bernama 'Asiyah binti Muzaahim bin 'Ubaid bin Ar-Rayyan bin Al-Walid. Dan dia lah perempuan yang teguh mempertahankan imannya di hadapan. Fir'aun, suaminya. Hingga ia diseret dan diikat pada empat tiang, di siksa hingga meninggal dunia. Dan di akhir hayatnya Asiyah sempat رب ابن في عندك بيتا في الجنة و تجني من فرعون و عمله :berdoa Ya Tuhanku, bangunkanlah "ونجني من القوم الظالمين untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim". (Q.S. At-Tahriim [67]: 11)2]

Di samping Asiyah, di istana Fir'aun terdapat juga Masyithah, seorang perempuan yang berkerja sebagai pembantu kerajaan Fir'aun pun tak luput dari kekejamamannya. Hanya karena mengucapkan bismillah (سبم الله) ketika sisir jatuh dari rambut anak perempuan Fir'aun yang diasuhnya, kemudian ia dan anaknya dimasukkan ke Tanur, kuali yang mendidih, hingga meninggal dunia.

Di dalam Al-Qur'an, Fir'aun adalah pribadi yang disifati 'aalin dan al-mutakabbir. Yang demikian itu karena kesewenang-wenangannya dan pengakuannya untuk disembah, dan meniadakan Allah: Fir'aun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benarbenar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan". (Q.S. Asy-Syu'araa'; 26: 29) ;dan dalam surat an-Naazi'at dinyatakan: Dan perkataan Fir'aun kepada kaumnya, "Akulah

1. Ibid, plid 3 juz 9 hlm 21; menurut Ar-Razıy, Fır'aun adalah lagob (gelar) terhadap Al-Walid bin Mush'ab, raja Mesir. Dan setiap yang sewenang-wenang disebut Fir'aun Lihat, Muhtadrush-shihhodh, hlm. 500, moddah,  $\psi_{\xi,j}$ 

Tuhanmu yang paling tinggi". (Q.S. An-Nazi'at [79]: 23)

### (اَلْفُرْقَانُ} Al-Furgaan

Firman-Nya: Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 48) Baca Al-Qur'an.

#### Keterangan

Al-Furqaan pada ayat tersebut maksudnya ialah Taurat; dinamakan juga ad-diyaa' (cahaya) dan al-maw'izhah (peringatan). Dinamakan al-furqaan, karena ia membedakan antara yang hak dan yang batil; dinamakan adh-dhiyaa', karena ia menerangi jalan lurus bagi orang-orang yang bertakwa; dan dinamakan al-mau'izhah karena ia mengandung pengajaran bagi orang-orang yang menempuh jalan keselamatan. <sup>1</sup>

## ق : Qaf

## (قَارُوْنٌ) Qaarun

Firman-Nya: Qarun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orangorang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Mogamoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar". (Al-Qashash [28]: 78-79)

### Keterangan

Qarun termasuk kalangan Bani Isra'il, karena ia adalah putra Imran bin Kahts bin Lawai bin Ya'qub a.s. Sedangkan Karun adalah putra Yashhur bin Kahts dan seterusnya.

Qarun juga dinamai Al-Munawwir dinamakan demikian karena kerupawanannya. Dia

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 40.



Tafsir Al-Baghawi, juz 4 hlm. 339; Lihat selengkapnya dalam al-Kamil fit-Tarikh, jilid 1 hlm. 169.



seorang dari kalangan Bani Israil yang paling hafal dan fasih membaca Taurat, tetapi ia menjadi munafik sebagaimana halnya Samiri. Karun mengatakan; "Sekiranya kenabian diperuntukkan bagi Musa, dan tempat penyembelihan serta kurban diperuntukkan bagi Harun, lantas apa yang diperuntukkan bagi saya?"<sup>1</sup>]

## (اَلْقُرْآنُ) Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan dari Tuhan semesta alam; ia dibawa turun oleh *ruuhul-amiin* (Jibril) ke dada Muhammad agar dengannya dapat memberi peringatan; ia diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas('arabiyyun mubiin); kebaradaanya sudah pernah tersebut pada kitab-kitab terdahulu. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 192-196), yang disusun berdasarkan ilmu-Nya.

Az-Zarkasyi mengutip penjelasan al-Qadhi Abu Al-Ma'ali 'Aziz bin Abdul Malik r.a., yang termuat di dalam Al-Burhaan, <sup>21</sup> menjelaskan tentang makna-makna seputar Al-Qur'an, antara lain:

- 1. Kitaaban, yang makna asalnya adalah aljaami' (mengumpulkan), dan dinamakan kitaaban karena Al-Qur'an mengumpulkan huruf-hurufnya. Atau karena ia mengumpulkan berbagai macam kisah, ayat-ayat hukum, dan khabar-khabar dengan gaya pemaparan tersendiri. Dan al-maktuub juga disebut alkitab adalah bentuk lain dari sudut majazi (kata kiasan). Misalnya: و كتاب مكانية (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 78), yang maksudnya ialah lauh mahfuuz (lempengan yang terjaga).
- Qur-aanan, Misalnya, إِنَّهُ لَفُرْءَانُ كَرِيمُ Sesungguhnya ia adalah bacaan yang mulia. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56]: 77)

Terdapat perbedaan pendapat tentang pengambilan istilah tersebut. Sekelompok ulama' mengatakan, "Al-Qur'an adalah istilah yang tidak dapat diambilkan dari nama sesuatu yang selainnya, karena ia adalah nama tersendiri bagi kalamullaah. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, "tidaklah

dinamakan untuk yang terkumpul sebagai Al-Qur'an dan tidak juga untuk setiap yang terkumpul dinamakan Al-Qur'an. Barangkali yang dimakasudkan adalah secara (istilah menurut kebiasaan) karena lazimnya tersebut dipergunakan. Kemudian kata beliau, bahwa dinamakan Qur-anan, karena keberadaannya menghimpun semua intisari kitab-kitab yang pernah diturunkan terdahulu. Ada pula yang mengatakan, karena Al-Qur'an mencakup berbagai disiplin ilmu yang kesemuanya mempunyai makna-makna نا فَرْطُنَا فِي Sebagaimana firman-Nya, مَا فَرْطُنَا فِي الكتاب من من .: Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab. (Q.S. Al-An'aam [6]: 38)

- 3. Kalaaman, Misalnya: فَإِنْ أَخَدُ مِنَ الشَّهْرِكِينَ اسْتَجَارَكُ : Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. (Q.S. At-Taubah [9]: 6) Maka, dinamakan kalaaman karena ia terambil dari at-ta'tsiir (memberi kesan). Dikatakan, kalaamahu, apabila ia memberi kesan menyakitkan. Maka Al-Qur'an dinamakan kalaaman karena ia memberi kesan di hati pendengar akan pengertian, faedah yang dapat dipetik darinya.
- 4. Nuuran, Misalnya, وَأَنْرُلْنَا إِلْيَكُمْ نُورًا مُبِينًا: dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur-an). (Q.S. An-Nisa' [4]: 174) Maka, dinamakan nuuran karena ia menyingkap hal-hal yang pelik yang berada dari antara sesuatu yang halal dan yang haram.
- 5. Hudan, Misalnya, مُذَى وَرَحَمَهُ الْمُحْسِينِيّ menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Luqman [31]: 3) Maka, dinamakan hudan karena di dalamnya mengandung dalil-datil dan bukti-bukti yang tak terbantahkan yang mengarahkan kepada al-haq, sekaligus pembeda antara yang haq dan yang batil.
- Rahmatan, dinamakan demikian karena ia (Al-Qur'an) membawa pesan kasih-sayang. Lihat

<sup>1.</sup> Lihat, Mu'jam Mufrodat Alfaozhil Qur'an, him. 414.



<sup>1.</sup> Ibid, jılıd 7 juz 20 hlm. 92.

<sup>2.</sup> Lihat, Az-Zarkasyi, Al-Burhan fii 'Uluumil Qur'an, juz 1 him 273-

# ~**(**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- ayat di atas. Misalnya, قَلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدِلكَ Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. Yunus [10]: 58) Yakni, Al-Qur'an mengandung unsur rahmat dari pada-Nya.
- 7. Furqaanan, Misalnya, نَبْارِكُ اللّٰذِي نُولُ الْفُرْفَانَ عَلَى Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, (Q.S. Al-Furqaan [25]: 1) Yakni, wujud pembeda karena ia disampaikan sebagai nadziir (peringatan).
- 8. Syifaan, "penawar". Misalnya, وَنَرَلُ مِنَ الْفَرْءَانِ الْمُعَالِّوْ الْمُعَالِّوْ الْمُعَالِّوْ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّوْ فَلَا يُزِيدُ الطَّلَايِنَ إِلَّا خَسَارًا Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al-Israa' [17]: 82)
- 9. Maw'izhah, "pelajaran". Misalnya, يَاأَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءُ لِنَا فِي الصَّدُورِ وَهَدْى وَرَحْمَةٌ لَلْمُوْمِئِنَ : Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus [10]: 57)
- أَوْمَدُا ذِكُرُ مُبَارِكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ \ 10. Dzikran, Misalnya: وَهَذَا ذِكُرُ مُبَارِكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ ئىنكۇوڭ: Dan Al Qur'an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 50) Maka, dinamakan dzikran karena di dalamnya memuat ancaman dan peringatan tentang khabar-khabar umat terdahulu yang hal itu juga sebagai sumber utama penyebutan kata dzikran, yang berarti asy-syarfu (kemuliaan). Sebagaimana firman-Nya, نقد Sesungguhnya: أَنْرَلْنَا اِلْيَكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفْلَا تَعْمَلُونَ telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 10)

- 11. Kariiman, Misalnya, إِنَهُ لَقُرُءَانَّ كَرِيمٌ sesungguhnya; sesungguhnya Al Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. (Q.S. Al-Waaqi'ah [56\: 77)
- 12. Hikmah, Misalnya, اَجِكُمُهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ
- 13. Muhayminan, "batu ujian". Misalnya, وَأَنْوَلْنَا الْكِتَابِ وَلْهَلِمِنَا لَكِتَابِ وَلْهَلِمِنَا لَلْكَ اللهُ الْكِتَابِ وَلْهَلِمِنَا لَللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال
- 14. Mubaarakan, "dengan penuh berkah". Misalnya, كِنَابُ الْرَلْنَاةُ اِلْبَلِكَ مُبَارَكُ لِيَدُبُرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَنْدَكُّرَ أُولُو يَنْانُ الْرَلْنَاةُ اِلْبَلِكَ مُبَارَكُ لِيَدُبُرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَنْدَكُّرَ أُولُو Urunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. (Q.5. Shaad [38]: 29)
- Hablan, Misalnya, واغتصبنوا بهخبل الله جبيفا ولا Dan berpeganglah kamu semuanya غفرقوا لا Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 103)
- 16. Ash-Shiraathal Mustaqiim, Misalnya, وَأَنْ هَذَا كَلَّمُ عَنْ مَرَاطِي مُسْتَقِيفًا فَالْبِعُوهُ وَلَا تَشْعُوا السُّبُلِ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ مَرَاطِي مُسْتَقِيفًا فَالْبِعُوهُ وَلَا تَشْعُوا السُّبُلِ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-An'aam [6]: 153)
- 17. Al-Qayyiim, Misalnya, فَيُعَا لِيَنْتُذِرَ بِأَسُا شَهِيدًا مِنْ sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Aliah. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 2) Yakni, lurus dan tidak terdapat di dalamnya kebengkokan. Sebagaimana dinyatakan oleh



- ayat sebelumnya: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 1)
- 18. Fashlan, Misalnya, إِنَّهُ لَقُوْلُ فَصَالًى: sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil. (Q.S. Ath-Thaariq [83]: 13) Yakni, yang mampu memisahkan antara yang hak dan yang batil, bukan gurauan. Seperti yang dijelaskan oleh ayat sesudahnya: dan sekalikali bukanlah dia senda gurau. (Q.S. Ath-Thaariq [83]: 14)
- 19. Naba-un 'Azhiim, Misalnya, (۱)غَمْ يَثْمُناءَلُونَ(۱). Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar. (Q.S. An-Naba' [78]: 1-2)
- 20. Ahsanul Hadiits, Misalnya, بناه خَرْن أَحَسَنَ الْحَدِيثِ الله نَوْلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ الله نَوْلُو الله نَوْلُو الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَل
- 21. Tanziilan, Misalnya, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبُ الْعَالَيْنُ Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 192) Yakni, diturunkan secara berangsur-angsur, yang dibawa oleh Jibril a.s. sebagaimana dijelaskan ayat sesudahnya: dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), (Q.S. Asy-Syu'araa' [26]: 193)
- 22. Ruuḥan, Misalnya, نوخا مِنْ أَمْرِيَّا الْلِنَّانُ وَحَالِمَا الْمَالِيَّةِ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَّا الْمَعَالَّالُ Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan perintah Kami. (Q.S. Asy-Syuura [42]: 52)
- 23. Wahyan, Misalnya, أَمْنَ إِنْهَا أَنْفِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمُعُ المَمْمُ (Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan." (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 45)

- 24. *Tsab'u minal-Matsaani*, Misalnya, وَلَقَنُ ءَائِنَانِي وَالْقُرُءَانَ الْمَطِيمَ Dan sesungguhnya: شَيْعًا مِنَ الْكَانِي وَالْقُرُءَانَ الْمَطِيمَ Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. (Q.S. Al-Hijr [15]: 87)
- 25. 'Arabiyyan, "berbahasa Arab". Misalnya, ثَوْرَةِنَا (Ialah) Al-Qur'an dalam غَرَبِكًا غَيْرَدِي عِوْجٍ تَعْلَهُمْ يَتَقُونَ bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa. (Q.S. Az-Zumar [39]: 28)
- 26. Qawlan, Misalnya, وَلَقَدُ وَصَلَنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَيْمُ Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. (Q.S. Al-Qashash [28]: 51)
- 27. Bashaa-ir, Misalnya, هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (Q.S. Al-Jaatsiyah [45]: 20)
- 28. 'Ilman, Misalnya: وَكَذَلِكَ أَنْزِلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًا وَلَيْ الْبَغْمَ مَا لُكُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا وَاقِ

  Dan demikianlah, Kami telah menurunkan
  Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar)
  dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu
  mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang
  pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali
  tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu
  terhadap (siksa) Allah. (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 37)
- 29. Haqqan, Misalnya, إِنَّهِ أَنْ الْغَقُ وَمَا مِنْ Sesungguhnya إِنَّهُ فَذَا نَهُوَ الْغَرَيْزُ الْغَكِيمُ (الْغَكِيمُ Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 62) Yakni, kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an adalah benar (haqq).
- 30. Al-Haadiy, Misalnya, إِنَّ مَدَّا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ الْقَرْءَانَ عَيْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus. (Q.S. Al-Israa' [17]: 9)
- 31. Tadzkirah, "peringatan". Misalnya, غُلُهُ اِللهُ: Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. (Q.S. Al-Mudatstsir [74]: 54)
- 32. Al-'Urwatul Wutsqaa, "buhul tali yang kokoh". Misalnya, وَمَنْ يُسَلِمْ وَحِيْهُ إِلَى اللَّهِ وَمُوْ مُحْسِنٌ

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



ban كفير استغمشك بالغزوة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (Q.S. Luqman [31]: 22)

- 33. Mutasyaabihan, "yang serupa". Misalnya, منايا نتشايها مثاني نفشجرُ منه جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسُونَ رَيَهُ Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya.... (Q.S. Az-Zumar [39]: 23)
- Qur'anul Hakiim, "bacaan yang bijaksana".
   Misalnya, والفُرءان الْحكِيم Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. (Q.S. Yasin [36]: 2)
- 35. *Dzidz-Dzikri*, "yang mempunyai peringatan". Misalnya, ئ والقُرَّ عَانَ الْعَجِيْرِ. Qaaf. Demi Al Qur'an yang sangat mulia. (Q.S. Qaaf [50]: 1)
- 36. Shidqan, "yang membenarkan". Misalnya, وتمت كلمة رتك صدقا وعدلًا لا مُبْدَلُ لِكِيّبانِهِ. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya. (Q.S. Al-An'aam [6]: 115) yakni, benar dan 'adlan, adil.
- 37. limaanan, "yang menitikberatkan pada keimanan". Misalnya, زَبِنا اِثْنَا سَمِعِنَا مَنادياً: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhan-mu", maka kamipun beriman. (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 193)
- 38. Amran, "perkara yang besar" sebagaimana firman-Nya, ذَلِكَ أَمْرَ اللهُ إِلَيْكُم وَمَن يَثُقُ الله يَكَمُّون عَنْهُ (itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu; dan barangsiapa yang bertakwa kepadanya niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipatgandakan pahala baginya. (Q.S. Ath-Thaariq [63]: 5)
- 39. Bushraa, "kabar gembira". Misalnya, هندى ونشرى بالمؤمنين: untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Naml [27]; 2)
- 40. Majildan, "yang mulia". Misalnya, بن صُوفَرِءَان نمجيت: Bahkan yang didustakan mereka itu

- ialah Al-Qur'an yang mulia. (Q.S. Al-Buruuj [85]: 21)
- 41. Zabuuran, "bentuk catatan". Misalnya, وَلَقَدْ كَتُبْنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرَيُّنا عَبَادِي الصَّالِحُون Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hambahamba-Ku yang saleh. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 105)
- 42. Mubiinan, "yang nyata". Misalnya, الربِلك عنهات الكِتاب اللّهِين: Alif, laam, raa. Ini adalah ayatayat kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah). (Q.S. Yusuf [12]: 1)
- 43. Basyiiran wa Nadziiran,"kabar gembira dan ancaman". Misalnya, نَشِيرًا وَنَنْيِرًا فَأَعْرَضَ أَكْرُهُمْ يَا الْمُعْمَلِهُ yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling (daripadanya); maka mereka tidak (mau) mendengarkan. (Q.S. Fushshilat [41]: 4)
- 44. Qashashan, "memuat kisah-kisah". Misalnya, نَحْنُ نَفْصُ عَلَيْكَ آخَسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ لَعْثُ نَفْصُ عَلَيْكَ آخَسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ "Kami menceritakan kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, sesungguhnya kamu sebelum ini termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (Q.S. Yusuf [12]: 3)
- 45. Shuhuf, Mukarramah, Marfuu'ah dan Muthahharah, Misalnya, فَيْ صَحْفَةِ مُكْرَمَةِ (١٣)مَرْفُوعَةِ di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. (Q.S. 'Abasa [80]: 13-14)

Adapun firman-Nya, أَفِمِ الصَّلَاةَ لِللَّاوِكِ الشَّمْسِ إِلَى Adapun firman-Nya, الْفَضِ الشَّفُودا (Q.S. Al-Israa' [17]: 78) maka, Qur-aanul-fajr maksudnya ialah salat Subuh. <sup>11</sup>

# (قُرَيْشٌ) Quraisy

Quraisy adalah nama salah satu kabilah Arab, anak dari An-Nadhrah bin Kinaanah. <sup>2</sup>] Quraisy adalah sebuah nama suku di Mekah. Berasal dari akar kata *qarasya* (menggigit) yang juga dapat diartikan dengan ikan hiu, yakni ikan yang menggigit, yang sering dipakai simbol oleh

Ibid, jilid 10 juz 30 hlm. 245.



<sup>1</sup> Tafsır At-Maraghi, plid 5 yüz 15 blin. 81.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



suku tersebut. Kata *quraisy* merupakan bentuk kata yang mengandung pengertian peremehan<sup>1)</sup> yakni hiu kecil yang merupakan nama panggilan bagi Fihr, nenek moyang suku ini yang mempunyai nama lain *an-Nadhar*.<sup>2)</sup>

## (ذُوالْقَرْنَيْن) Dzul-Qarnain

Firman-Nya: Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulgarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya". Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, maka diapun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: "Hai Dzulgarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka". Berkata Dzulgarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintahperintah kami". Kemudian dia menempuh jalan (yang lain). Kemudian dia menempuh jalan (yang lain), demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: "Hai Dzulgarnain. sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulgarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi" Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulgarnain: Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api , diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu". Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya. Dzulqarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 83-98)

Keterangan

Dzul Qurnain berarti "yang punya dua tanduk". Kebanyakan ulama dan sejarawan berpendapat, bahwa ia adalah Iskandar bin Fylbas ar-Rumi, murid Aristoteles filosof yang disebut "guru pertama", yang filsafatnya tersebar di tengah-tengah umat Islam. Dia hidup lebih kurang 330 tahun S.M.; seorang penduduk Macedonia; memerangi Persia, dan mengalahkan raja Dara serta memperistri putrinya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke India dan berperang di sana; selanjutnya memerintah Mesir dan membangun Iskandariyah.

Abu Ar-Raihan Al-Bairuni, seorang astronom meriwayatkan dalam bukunya, al-atsar al-baqiyah 'anit qur'an al-Khaaliyahm bahwa dia berasal dari Himyar, dan namanya adalah Abu bakar bin Ifriqisy. Dan membawa bala tentaranya ke tepi laut tengah melewati Tunisia, Maroko dan lain-lain. Dia mendirikan kota Afrika, sehingga benua itu secara keseluruhan terkenal dengan namanya. Dialah orang yang dibanggakan oleh salah seorang penyair Himyar:

Zuqarnain, kakekku, adalah seorang muslim. Dia raja, seluruh raja tunduk dan sujud kepadanya. Dia telah berkeana dari timur sampai barat mencari jalan menuju tercapai kerajaan

<sup>1</sup> Perihal akar kata lafaz Quraisy, Az-Zamakhsyari monetaskan bihwa-kata qozsyu dari zi zuzuusy apabila keherafaannya kiiat dan merigalahkori vakni sebuah hewan yang besar (daubatun fazhumah) duri hewan-hewan laut yang dikenal dengan al-pohjhoaraum dan aku meridengar sifatiyu yang luar biasa dari yang lain satu dan mereka dan di tauhghir (dikecilkan, unsur peremehanjnya dan dinamakan Qurousy, Lihat Az-Zamakusyan, Awadsul-Balaoghan, him. 502.

<sup>2.</sup> Ensiklopedi Islam (Ringkas), hlm. 335.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dari seorang mulia yang memberi petunjuk. Maka dia melihat tempat kembali matahari ketika terbenam di sumber air yang berlumpur hitam.

Dinamakan Zulqarnain, karena dia telah mencapai dua tanduk matahari. Bukti yang menunjukkan bahwa dia seorang Himyari ialah, bahwa *al-azwa* (orang yang namanya menggunakan *zu*) hanya dikenal di negeri Himyar, bukan di Yunani, yaitu Daulah Himyariyyah yang memerintah sejak 115 S.M. sampai 552 S.M., dinasti kedua dari padanya. Para rajanya disebut *Tababiyah* (bentuk tunggal dari *Tubba*'). <sup>11</sup>

#### Kaf: 出

### (ذُوْ الْكَفُل) Dzul-Kifli

Firman-Nya, وإسماعيل وإدريس وذا الكِفل كُلِّ من Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan الصَّابِرِينَ Dzulkifii. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 85)

Keterangan

Para ulama berbeda pendapat mengenai kisahnya. Ada yang berpendapat --dan ini mayoritas-- bahwa dia adalah seurang nabi, putra Ayyub a.s., yang diangkat untuk menjadi nabi setelah ayahnya, dan diberi nama Dzul-kifli. Dia diperintah Allah untuk menyeru manusia untuk mentauhidkan-Nya, dan bermukim di Syam selama hayatnya. Abu Musa Al-Asy'ari dan Mujahid berpendapat, dia bukan seorang nabi, melainkan seorang hamba yang salih yang diangkat menjadi khalifah oleh Alyasa' dengan syarat dia melakukan shaum (puasa) selama siang hari, bangun malam dan tidak marah. Lalu, dia mengerjakan persyaratan itu. <sup>2</sup>

## (الْكَعْبَة) Al-Ka'bah

Firman-Nya, جعل الله الكعبة البيت العرام فيامًا للناس Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci المناس

sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia. (Q.S. Al-Maidah [5]: 97)

Keterangan

Maksudnya, Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusannya yang berhubungan duniawi dan ukhrawi, dan pusat bagi amalan haji. Dengan adanya Ka'bah itu kehidupan manusia menjadi kokoh. <sup>11</sup> Al-Ka'bah adalah rumah yang berbentuk kubus atau persegi panjang. <sup>21</sup>

Ka'bah sebagai peninggalan ritual Ibrahim dan Isma'il pernah mendapat ancaman dari tentara Abraha. Di dalam kitab sejarah disebutkan bahwa 'Abdul Muththalib (kakek Nabi saw) pernah memohon kepada Allah agar diselamatkannya Ka'bah:

"Ya Allah! Kami tidak melekatkan iman kami kepada siapapun selain Engkau, untuk selamat dari kejahatan dan bencana,

"Ya Tuhan! Tahanlah mereka dari rumah suci-Mu, merusak Ka'bah adalah musuh-Mu,

"Wahai Pemberi rezeki! Putuskan tangan mereka agar tidak mencemari rumah-Mu,

"Bagaimapun, keselamatan rumah-Mu adalah tanggung jawab-Mu,

"Jangan biarkan datangnya hari ketika salib menjadi jaya atasnya dan penduduk negeri-negeri mereka merebut negeri-Mu dan menguasainya."<sup>3</sup>]

# (اَلكُوثُرُ) Al-Kawtsar

Firman-Nya, بنَا أَعْطَيْناكَ الْكُوْلُز Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. (Q.S. Al-Kautsar [108]: 1)

Keterangan

Al-Kawitsar adalah sesuatu yang tak terhitung banyaknya. Dikatakan kepada seseorang yang jika pulang dari bepergian, "bimaa aaba ibnuka?" Artinya. "Apa yang dibawa oleh anakmu?" ia akan menjawab, ataa bil-kautsar, yakni ia kembali dengan membawa sesuatu yang banyak memberi, dengan mengatakan, ia adalah

<sup>1.</sup> Tafsii Ai-Maraghi, plid 5 jur 16 him, 12-13

<sup>2.</sup> Ibid, Jilid 6 jeż 17 film. 63; Ibnu Qutabbe menerangkan banwa ia seorang dan bani tarahl yang diutus ke seorang nja yang memorintah negeri Kan'an. Dan ia menulis sebuah kitab untuk mengenaskan kebenarah tentang Allah lalu raja tersebut beriman lalu dinamkaan didukgh dengan kifaolah yang beraih yang memberi janeman) Lihat, Al-Medionf, bira 33 libnu Katsir menjelaskan bahwa Ozdi kifli bukanlah seorang nabi, tetaph seorang yang salih, ia mengerjakan salat sertae haki umatus kabi Uan ia menjamin sanggup mengerjakannya salat sertae haki umatus kabi Uan ia menjamin sanggup mengerjakannya salat sertae kak dalam sehan, sehingai ia diberi nama Dzul-kifli. Lihat, Qishoshul-Anbiyat (sebi indonesia'), hin, 317

<sup>1</sup> Depag. Al-Qur'an dan Terjemahnya, catatan kaki, no. 444 hlm. 178.

<sup>2</sup> Tofsir Al-Moraghi, jilid 3 juz 7 htm 34.

Ar Risalah, Sejarah Kehidupan Rasulutlah Saw, htm. 85, Sirah Ibu Hisyam, jilid 1 htm. 43.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



al-kautsar (seorang yang dermawan). Seorang penyair bernama Kumaid Al-Asadi mengatakan:

وَ أَنْتَ كُثِيْرٌ يَابُنَ مَرْوَانٍ طَيِّبٌ

وَكَانَ أَبُوكَ إِبْنُ الْعَقَائِلِ كُوْتُراْ

"Hai Ibnu Marwan, kau adalah orang yang banyak memberi dan baik hati, dan ayahmu, dulu, adalah anak orang-orang cerdik dan banyak memberi."

Al-kautsar adalah bina mubalaghah dari الكُوُّةُ, yang maknanya, antara lain: 1) telaga Nabi saw., 2) kebaikan yang banyak yang telah diberikan Allah kepadanya dalam kehidupan dunia dan akhirat, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan diikuti oleh Sa'id bin Jubair. Jika dikatakan bahwa al-kautsar adalah sungai yang berada di surga, sebagai bagian dari kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka maknanya dipakai secara umum; 3) bahwa alkautsar adalah Al-Qur'an; 4) al-kautsar adalah banyaknya sahabat dan pengikutnya; 5) alkautsar adalah at-tauhid; 6) al-kautsar adalah asy-syafaa'ah; dan 7) al-kautsar adalah cahaya (an-nuur) yang disemayamkan oleh Allah ke dalam hatinya, dan tidak ada keraguan bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu kepadanya. Menurut Al-Kalbi, yang benar adalah al-kautsar berarti al-haudh (telaga), sebagaimana hadis sahih: Tahukah kamu apa itu al-kautsar? la adalah sungai yang telah disediakan oleh Allah kepadanya (Muhammad Saw.); ia adalah telaga yang letaknya berdekatan dengan sederetan bintang-bintang di langit.2)

Al-Kautsar adalah bilangan yang tak mungkin dianggap kecil, dan keberadaannya tidak mungkin diremehkan. Bahwa apa yang dianggap banyak, melimpah oleh manusia adalah sedikit, kecil dalam pandangan Allah dan tak berharga(misalnya tsaman qaliila, terhadap mereka yang memperjualbelikan hukum-hukum Allah).

Sedangkan perwujudan dari kenikmatan yang banyak adalah bersyukur, yakni ikhlas dalam beribadah: "dan sesungguhnya salatku. ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk

Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah yang pertama-tama menyerahkan diri." (Q.S. Al-An'am [6]: 162-163).<sup>1]</sup>

ل: Lam

(الاتي) Al-Laata

Al-Laata (الاتي). Baca Suwa.

## (لُقْمَانُ) Lugman

Firman-Nya: dan sesungguhnya Kami telah memberi kepada Luqman, hikmat kebijaksanaan, (serta Kami perintahkan kepadanya): Bersyukurlah kepada Allah (akan segala nikmat-Nya kepadamu)". Dan siapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan siapa yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah), karena sesungguhnya Allah Mahakaya, lagi Maha Terpuji. Dan (ingatlah) ketika Lugman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya: "Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar". Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempo menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan dengan-Ku sesuatu yang engkau -dengan fikiran sehatmu- tidak mengetahui sungguh adanya maka janganlah engkau taat kepada mereka; dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepada-Ku (dengan tauhid dan amal-amal yang soleh). Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, plid 9 juz 28 hlm, 444



<sup>1.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 10 juz 30 hlm. 253.

<sup>2.</sup> At-Toshil It-'Uluumit-Tanziil, yuz 2 film. 616.





kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. (Lugman menasihati anaknya dengan berkata): "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau yang buruk) sekalipun seberat biji sawi, serta ja tersembunyi di dalam batu besar atau di langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dihakimi dan dibalas-Nya); kerana sesungguhnya Allah Mahahalus pengetahuan-Nya; lagi Amat Meliputi akan segala yang tersembunyi, "Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya." (Q.S. Lugman [31]: 12-19)

Keterangan

Lugman adalah seorang tukang kayu yang berkulit hitam. Dia warga Mesir yang berpenampilan sederhana. Allah telah menganugerahkan hikmah dan pangkat kenabian padanya. Pada ayat tersebut Lugman menyebut anaknya dengan bunayya, yang berati "anak kesayangan". Dan di dalam kitab tafsir anak Lugman tersebut bernama Tsaaran (غربان). الأطران Ada juga yang mengatakan Matskam, ada juga yang mengatakan An'am. Dikatakan bahwa anak dan istrinya termasuk orang-orang kafir, maka keduanya senantiasa dihormati apabila keduanya Islam.<sup>2]</sup> Kata Lugman sendiri dalam bahasa Arab dari kata lagama, "menelan", sedangkan nun pada kata لَفَمَانُ adalan nun wigayah. Seperti halnya kata burhaan, dari kata baraha (64), yakni putih mengkilap. Maka kata kata lugman (dengan *nun*nya) hanya ditujukan buat pribadi yang banyak menelan asam garam. Maka sesuai dengan namanya Lugman disebut juga dengan alhakiim, "yang bijaksana". Sejumlah perkataan bijak Lugman, antara lain:

"Haimanusia, sesungguhnya dunia ini lautan yang dalam, dan sesungguhnya banyak manusia yang tenggelam di dalamnya, maka jadikanlah perahumu di dunia ini untuk bertakwa kepada Allah Swt. yang muatannya berupa keimanan, sedang layarnya ialah bertawakkal kepada-Nya. Barangkali saja kamu dapat selamat(tidak tenggelam di dalamnya), akan tetapi aku tidak yakin kalian dapat selamat".

Perkataan lainnya ialah:

"Barangsiapa yang dapat menasehati dirinya sendiri, maka pemeliharaan Allah pasti didapatkannya. Barangsiapa yang dapat menyadarkan orang lain akan dirinya sendiri niscaya Allah menambahkan kemuliaan baginya. Hina dalam rangka ketaatan kepada Allah lebih baik daripada membanggakan diri dalam kemaksiatan".

"Hai anakku, janganlah kamu bersikap terlalu manis karenanya kamu pasti ditelan, dan janganlah kamu terlalu pahit, karenanya kamu dimuntahkan. Hai anakku, jika kamu hendak menjadikan seseorang sebagai teman maka buatlah dia marah kepadamu sebelum itu, maka bila dia ternyata bersikap pemaaf terhadap dirimu, maka jadikanlah dia sebagai saudara, dan bila dia tidak mau memaafkan, maka berhati-hatilah terhadapnya".11

## (لَهَبٌ) Lahab

Kata *Lahab* artinya nyala api. Dan perkataan, نَهَا اللهُون اللهُور, yang menyala ketika api berkobar.<sup>21</sup> Dan, Abu Lahab adalah salah seorang paman nabi. Nama aslinya adalah Abdul 'Uzza ibnu 'Abdil Muththalib.<sup>31</sup>

# (لُوْطٌ) Luth

Luth namanya adalah Ibnu Akhi Ibrahim, demikian kata Ibnu Abbas. <sup>4</sup> Firman-Nya: Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. (Q.S. Al-Anbiyaa' [21]: 71)

Menurut Ar-Raghib, Luth adalah isim 'alam dan terambil dari لاَهَ الشَّيْنَ بِقَلَيْ يَلُوطَ لُوْطَا وَلَيْهَا (sesuatu itu telah melekat di hatiku). Dan ucapan mereka رُنُوطَ فُلانُ, apabila si fulan menciptakan kegaduhan

Tafsir Al-Qurtubi, ¡lid 7 juz 14 hlm. 43; Hasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalalain, juz 5 hlm. 8.

<sup>2.</sup> Hasiyatush-Shaawiy 'ala Tafsir Jalolain', juz 5 hlm. 8.

<sup>1.</sup> Tafsır Al-Maroghi, jilid 7 juz 21 hlm. 78.

Tafsir Al-Maroghi, filld 10 juz 30 hlm. 261.

<sup>3.</sup> Ibid, plid 10 juz 30 hlm. 261

<sup>4.</sup> *Ibid*, jilid 6 juz 17 hlm. 52.





seperti perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Luth.<sup>1]</sup>

# م : Mim

## (اَلْمَجُوْسِي) Al-Majuusi

sebagaimana dikatakan Majusi, Qatadah, mereka adalah kaum yang menyembah matahari, bulan dan api.23 Di dalam buku sejarah agama dijelaskan bahwa Majusi dimaksudkan dengan agama Zoroaster, agama yang dipeluk oleh bangsa Persia, dengan pembawanya Zarathustra, lahir 660 SM, dengan kitab sucinya Zebdawesta dengan bahasa Zend (bahasa bahasa Persia kuno). Selanjutnya, lantaran bahasa asli (zend) tersebut sulit dipahami pemeluknya, maka pada masa dinasti bani Sasan (Sasanid Dinasti, 218-635 M) diterjemahkan ke dalam bahasa Pahlewi (bahasa Persia Pertengahan). Kemudian oleh kaumnya kitab tersebut dinamakan Zebdawesta, "Undang-undang yang dibubuhi tafsir". 34 (Q.S. Al-Hajj [22]: 17)

## (اَلْمُدِيْنَةُ) Al-Madiinah

Firman-Nya: Dan di bandar (tempat tinggal kaum Thamud) itu, ada sembilan orang yang semata-mata melakukan kerusakan di bumi (dengan berbagai-bagai maksiat) dan tidak melakukan kebaikan sedikitpun. (Q.S. An-Naml [27]: 48)

#### Keterangan

Al-Madinnah atau madinatun artinya "kota". "negeri". Adapun Al-Madiinah yang dimaksud di sini ialah kota Hijr. <sup>4]</sup> Adapun firman-Nya, وجاء أَمَّنُ الْمَدِينَة بَسَنَيْشِوْنُ (Q.S. Al-Hijr [15]: 67) Maka, Al-Madiinah dalam ayat tersebut maksudnya ialah negeri Sadzum (Sodom), yaitu kota kaum Luth. <sup>5]</sup>

Sedang, Al-Madiinah dalam surat Al-Qashash ayat 15 (وَذَخَل الْلَبِينَةُ عَلَى حِينَ غَقْلَةً مِن أَمْلِهَا) maksudnya, negeri شَوْجَدَ فِهَا رَجْلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ Mesir.<sup>6</sup>

### (مَدْيَنُ) Madyan

Firman-Nya: Dan (Kami utuskan) kepada penduduk Madyan saudara mereka: Nabi Syuaib; lalu ia berkata: "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Aliah, dan kerjakanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala akhirat, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi". (Q.S. Al-'Ankabuut [29]: 36)

#### Keterangan

Madyan adalah induk kabilah. <sup>11</sup> Dan, Maa-u Madyan, maksudnya ialah sumur tempat mereka meminumkan ternaknya. <sup>21</sup> Sebagaimana firman-Nya: Dan ketika dia sampai di telaga air negeri Madyan, ia dapati di situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum (binatang ternak masing-masing), dan ia juga dapati di sebelah mereka dua perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. dia bertanya: "Apa hal kamu berdua?" Mereka menjawab: "Kami tidak memberi minum (kambing-kambing kami) sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing; dan bapak kami seorang yang terlalu tua umurnya". (Q.S. Al-Qashash [28]: 23)

## (أَلْمُرُونَةُ) Al-Marwah

Al-Marwah, Baca Shafa.

# (مَرْيَمُ) Maryam

Menurut bahasa Ibrani, Maryam artinya "pelayan Tuhan" (khaadimur rabb). 3 Dikatakan demikian karena ia telah bernazar jika mempunyai anak akan diserahkan ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat. 4 Baca "Isa.

#### (مَارُت) Maarut

Maarut, Baca Harut, Malakaini.

# (مَسُجِدٌ) Masjid

Masjid: tempat peribadatan orang-orang beriman pada waktu itu. Mereka adalah orangorang Nasrani, menurut riwayat yang masyhur.<sup>51</sup>

<sup>1.</sup> Ar-Raghib, Mu'jam Mufradot Alfaazhil Qur'on, hlm. 476

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Maraghi, jilid 6 juz 17 hlm. 98

<sup>3.</sup> Drs. H. Abu Ahmad, Sejarah Agama, Cetakan keempat, Agustus 1991, CV. Ramadhani-Solo, hlm. 43, 45.

<sup>4.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 7 juz 19 hlm. 146.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 14 hlm. 29.

<sup>6.</sup> Ibid, jılıd 7 juz 20 hlm. 42.

<sup>1</sup> *Ibid*, jilid 7 juz 20 hlm. 139

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 7 juz 20 hlm. 47.

<sup>3.</sup> *Ibid*, jilid 1 juz 3 hlm 142

<sup>4.</sup> ibid, jilid 1 juz 1 hlm. 66.

<sup>5.</sup> Ibid, jilid 5 juz 15 hlm. 130.

# ~<del>+</del>

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya, فقالوا ابنوا عليهم بنياتانهم اعلمهم قال الذين غلبوا على اهرهم لنتخذن ... orang-orang itu berkata: "Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka". Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata: "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya". (Q.S. Al-Kahfi [18]: 21)

Adapun al-Masaajid adalah bentuk jamak dari masjid, yaitu tempat sujud. Kemudian menjadi nama bagi rumah, hanya Allah semata yang disembah, sebagaimana firman-Nya, وأن "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka, janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah". (Q.S. Al-Jin [72]: 18)"!

## (ٱلْمُسِيَّحُ) Al-Masiih

Al-Masih adalah kata yang di-'arabkan (mu'arrab, kata serapan) yang berasal dari Bahasa Ibrani. Makna asalnya ialah "orang yang mencintai keteguhan" (masiikhan). Begitu juga kata 'Isa, yang biasa berdampingan dengan kata al-masiih, berasal dari Bahasa Ibrani, Yasuu'. Adapun untuk kata al-masiih (tidak menggunakan kha') terdapat dua makna: 1), Al-Masiih berarti 'Isa binti Maryam, Dan dinamakan demikian dengan beberapa alasan, yang di antaranya ialah karena memiliki beberapa kelebihan dengan bentuk menyembuhkan orang sakit dengan cara mengusapnya, sehingga serta merta penyakit pasien hilang (sembuh); atau karena Allah memberkatinya dengan rupa tampan. 2), Al-Masiih berarti dajjaal. Dikatakan demikian karena ia mirip dengan al-masiih secara lafaz.

Menurut Abu 'Ubaidah, *al-masiih* adalah orang yang buta matanya yang karenanya dinamakan Dajjal.<sup>11</sup>

#### (مُوْسَىٰ) Muusa

Firman-Nya, وَافَكُرُ فِي الكِتَابِ مُوسى اِنْهُ كَان مَعْلَصْنا وَكَان . Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Qur-an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. (Q.S. Maryam [19]: 51) Maka, Mukhlashan, berarti, seorang yang dipilih.<sup>21</sup>

Firman-Nya: Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir`aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Musa berkata: "Hai Fir`aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersama aku". (Q.S. Al-A'raaf [7]: 103-105)

Keterangan

Musa, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Musa bin 'Imran. Oleh ahli kitab ayah Musa itu dipanggil Amran. Tokoh dalam kisah ini disebut Musa, karena masa kecilnya ia dilempar antara air dan pohon. Air dalam bahasa Qibti adalah Mu, sedangkan pohon adalah Sa.

Adapun kata Fir'aun itu sendiri sebenarnya gelar bagi raja-raja Mesir, seperti halnya panggilan kaisar bagi raja-raja Romawi dan kisra bagi raja Persia. Dan pendapat yang terkuat menurut kebanyakan ahli sejarah mengenai Mesir kuno, bahwa Fir'aun yang bermusuhan dengan Nabi Musa adalah raja Minfatah. Dia juga mendapat gelar keturunan Dewa Ra (matahari). 31

Kedudukan Musa a.s., di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

المسيد (dengan dikasrahkan)dan عني (dengan dikasrahkan)dan المسيد (dengan dikasrahkan)dan المسيد (dengan dirathahkan), imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa menurut Al-Farra', setiap penyebutan waxan fa'olo yaf 'diu seperti dakhala yadkhulu maka maf'ulnya difathahkan baik berupa isim maupun masdar, dan tidak dibedakan peletakan horakat fothahnya, seperti dakhala yadkhulu madkhalan, kecuali huruf-huruf yang memuat nama-nama (di-osmau) yang telah tetap dikasrahkan 'ain fi'ilnya, di antaranya; المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

<sup>1.</sup> Imam Abi Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Fatah Al-Hambali Al-Ba'li, *Al-Mothlo' 'alaa Abwaabil Mignao', Maktabah Al-Islaamiyah*, Beirut (Tahun 1385H/1965M), hlm. 83-84

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moraghi, jilid 6 juz 16 hlm. 60.

<sup>3.</sup> Ibid. jilid 3 juz 9 hlm. 21.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



- Seorang yang dipilih (musthafay). Seperti dinyatakan; Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al-Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami). (Q.S. Maryam [19]: 51-53)
- 2) Pelayan bagi kaumnya. Seperti dinyatakan: Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscava Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan Kami kelak akan menambah (pemberian kami) kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing), makan dan minumlah rizki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 58-60)
- 3) Dapat berbicara secara langsung dengan Tuhannya. Seperti dinyatakan: وَكُمُ اللّٰهُ مُوسَى نَكِيمًا Dan Allah telah *berbicara* kepada Musa *dengan* langsung. (Q.S. An-Nisa' [4]: 163)

Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa a.s., merupakan keistimewaan Nabi Musa a.s., dan karena Nabi Musa disebut: "Kalimullah" sedang rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantaraan Jibril. Dalam pada itu Nabi Muhammad saw. pernah berbicara langsung dengan Allah pada malam hari di waktu Mi'raj.<sup>1</sup>)

### (مِصْرٌ) Mishrun

Firman-Nya, اهْبِطُوا مضرًا: pergilah kalian ke suatu kota. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 61)

Keterangan

Di dalam sejarah disebutkan bahwa Mesir adalah tempat kelahiran para nabi, sekaligus penyebaran dakwahnya. Dan di situ pula munculnya berbagai kerajaan dengan para rajanya. Kata *mishr* yang tertera di dalam Al-Qur'an merupakan istilah yang mengacu pada Mesir kuno, dengan berbagai kebudayaan dan peradabannya.

Secara singkat Mesir kuno mempunyai agama dengan berbagai bentuk pemujaan sebagai berikut:

Pemujaan terhadap para dewa, yakni: Dewa Ra, "dewa matahari"; Su, "dewa angin"; Tifnit, "dewa udara"; Jib, "dewa bumi"; Nut, "dewa sungai Nil"; Isis, "dewa kemarau"; Niftis, "dewa tandus".

Sedangkan bentuk pemujaannya antara lain: *a)* pemujaan terhadap para raja, dan mummi (pengawetan). Yakni, mereka memuja para raja semasa hidup dan berlanjut kematiannya dengan mumminya; *b)* pemujaan terhadap berhala, patung. Misalnya patung yang berkepala hewan dan bertumbuh manusia, Spinx; *c)* pemujaan terhadap binatang. Misalnya lembu, yang dikenal dengan *Apis*; *d)* pemujaan terhadap kekuatan alam. Yakni, bangsa Mesir kuno menyembah matahari dan sungai Nil, lantaran keduanya yang memberi kehidupan. Matahari yang terus bersinar, dan dengan gersangnya daratan Mesir, sungai Nil menyegarkannya.

## (مَكَّةُ) Makkah

Makkah, Baca Bakkah, Ismail.

<sup>1.</sup> Depag, Al-Qur'an don Terjemahnya, catatan kaki, no. 381 him. 151.

<sup>1.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, hlm. 489.

<sup>2.</sup> Mishron dalam ayat tersebut adalah negeri yang gersang, lantaran kurangnya curah hujan, dan ditosrif untuk memudahkannya. Oteh karenanya dikatan noaqotun mashuur adalah unta yang lambat keluar air susunya, (sebagamana Mesir jaman dahalu yang lambat turun hujannya). Mu'jam Mujradot Affoothi Qur'an, him. 489.

<sup>3.</sup> Drs. H. Abu Ahmad, Sejarah Agama, hlm. 38.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Mikaala (میگال): Malaikat Mikail

Firman-Nya: Barangsiapa memusuhi Allah (dengan mengingkari segala petunjuk dan perintah-Nya, memusuhi Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan (memusuhi) malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan disiksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 98)

### (اَلْلَائِكَةُ) Al-Malaa-ikah

Menurut orang Arab *malakun* ialah jenis jin yang bersih dan baik. II Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa malaikat dapat berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki, yang mendatangi hamba pilihan-Nya. Di antaranya:

- 1. Datang kepada Maryam sebagai utusan Tuhan untuk memberi anak yang suci, seperti dinyatakan: dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: sesungguhnya aku berlindung kepadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia (Jibril) berkata: sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Allah, untuk memberimu seorang anak lakilaki yang suci". (Q.S. Maryam [19]: 16-19)
- 2. Datang kepada Luth memberi tahu turunnya azab, seperti dinyatakan: para utusan itu berkata: sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu Subuh; bukankah Subuh sudah dekat?" (Q.S. Huud [11]: 81)

Secara khusus kata malaikat ditujukan kepada penjaga neraka, yang di antaranya dinyatakan dengan ashaabun-naar, seperti bunyi ayat: وما جعلنا اصحاب النار الا الملائكة (Q.S. Mudatstsir [74]: 31), ialah maka maksud ashaabun naar adalah penjaga nereka.

Abdullah Yusuf Ali di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara perihal angelology (ilmu atau teori tentang dunia malaikat), yang di dalam Perjanjian Baru terdapat hubungan malaikat dengan api. Di dalam Kitab Wahyu IX.II, terdapat ungkapan "malaikat jurang maut", yang dalam bahasa Ibrani disebut Abadon, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut Apolion.

Terkadang penyebutan malaikat dinyatakan dengan tugasnya, seperti kata al-multaqiyaan dan al-multaqiyaat, إِذْ يَنْلَقُى الْتَقَفِينَ عَنِ الْبَعِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (Q.S. Qaaf [50]: 17)

Sedang افَانَّافِيَاتِ وَكُوا (Malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu. (Q.S. Al-Mursalaat [77]: 5) Maksudnya, yang menyampaikan ilmu dan hikmah kepada para nabi. <sup>2</sup>

## (اَلْلَكَنْنِ) Al-Malakayni

Firman-Nya: Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); karena merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan

<sup>1</sup> Ats-Tsa'ałabi, Fighul Lughoh wo Sirrul 'Arabiyyah, bab 17 fasal, fii Tartiibil ya, hlm. 155.

<sup>1.</sup> Di dalam kepustakaan agama ahli Kitab(Yahudi dan Nasrani) ayat tersebut antara lain ditujukan kepada mereka. Kaum Essence, suatu kelompok Yahudi dengan gagasan rohani yang kental sekali, yang barangkali nabi isa sendiri juga dari sana, mempunyai kepustakaan yang luas mengenai angelology, dan juga di dalam Midras, sebagai aliran penafsiran Kitab Taurat dan penjelasan yang bersifat mistik, banyak sekali yang membicarakan tentang malakat. Lihat, Abdullah Yusuf Ali, The Teory Qur'an, Text, Translation and Commentory (Qur'an Terjemah dan Tafsirnya), Catatan kaki no. 5794, him. 1528. Pustaka Firdaus, Alih bahasa: Ali Audah, Cet ke-1 Februari 1995.

<sup>2.</sup> Tafsır Al-Maraghi, jilid 10 juz 29 hlm. 178; At-Taaliyaab ədaləh ງຜ່າ, yaknı ຽວປ່າ, artinya "yang membacakan". Imam Asy Syaukani menjelaskan bahwa at-taaliyaatidz-dzikray ədaləh mələikət yang membacakan Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, İbnu Abbas, Al-Hasan, Mu-jahid, Ibnu Zubair dan As-Suday. Fathul Qadiir, jilid 4 hlm, 386.

# ~<del>\*</del>

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: "Sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua: ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahwa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 102)

Keterangan

Al-Malakayni dalam ayat tersebut ialah dua orang laki-laki yang penuh kharisma, disegani dan dihormati oleh semua orang. 11 Di dalam kata malakaini ini terdapat dua qira'at. Dibaca fathah lam-nya dan kasrah lam-nya. Artinya ialah dua orang laki-laki. Keduanya diserupakan sebagai malaikat adakalanya karena mereka memiliki sifat-sifat terpuji hingga mereka seperti malaikat. Terkadang diartikan sebagai raja karena mereka tidak membutuhkan pertolongan orang lain, sebagaimana layaknya orang kaya yang dijuluki sebagai raja. 21

(مَنَاةً) Manaat

Manaat, Baca Suwaa'.

ن : Nun

(ذُو النُّوْنِ) Dzun nuun

Firman-Nya: Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul (Kami) yang diutus.

1. *tbid*, jilid 1 juž 1 h/m. 178

(Ingatkanlah peristiwa) ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. (Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelunsurkan (ke laut). Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak. Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingat Allah (dengan zikir dan tasbih), tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. (Q.S. Ash-Shaffaat [37]: 139-144)

Keterangan

Dzun-nuun artinya sahabat ikan (Yunus), yang di dalam Bibel dinamakan Yonah, karena menurut ayat di atas ia ditelan oleh ikan. Lantaran kaumnya tidak mau menerima ajaran-ajarannya, maka Nabi Yunus berlayar meninggalkan mereka dengan marah, karena ia sangka dengan langkah yang ditempuhnya ia bisa lapang dada. Nun adalah huruf ziyadah, dan nun juga berarti (al-huut) اللغية jamaknya

(نَسْرٌ) Nasr

Nasr, Baca Suwaa'; Nuh

(نَصُرَاني) Nashraniy

Istilah Nasrani berasal dari nama kota, sebuah kota kecil yang terletak Nazareth. disebuh bukit. Dalam bahasa Arab disebut nashirah, dan Nazareth disebut juga dengan kota putih, lantaran rumah-rumah penduduknya membangunnya dengan mempergunakan batubatu putih. Nashrani disebut juga dengan agama Kristen, diambil dari nabinya Yesus Kristus, sebuah gelar kehormatan keagamaan buat Yesus dari Nazareth. Kristus adalah bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibrani disebut Messigh, "yang diurapi". Sebuah istilah yang bermula dari kebiasaan bangsa Isra'il kuno yang tidak memahkotakan raja-rajanya, tetapi mengurapinya.21

(نُوحٌ) Nuuh

Firman-Nya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan

<sup>2.</sup> Ibid, jilid 1 juz 1 hlm 181.

<sup>1.</sup> Torbib Qamus Al-Munisth, jur 4 bab rum him. 465 moddah ...

<sup>2</sup> Lihat Drs. H. Abu Ahmad, Sejarah Agama, hlm. 126.





memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih". Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosadosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui". Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran). Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan, kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam, maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. --sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun--, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anakanakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkattingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari Kiamat) dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu". Nuh berkata: "Ya Tuhanku,

sesungguhnya mereka telah mendurhakai-ku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anakanaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu-daya yang amat besar". Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa', yaghuts, ya'uq dan nasr". Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan". (Q.S. Nuh [71]:1-28)

#### Keterangan

Nuh, nama lengkapnya ialah Nuh bin Lamik bin Matwasyalah bin Khanukh (Idris) bin Mahlail bin Qanin bin Anwasy bin Syits bin Adam a.s.<sup>1</sup> Sedangkan istrinya (*imra-atahu*) bernama Waa'ilah, dan menurut Maqatil, Waali'ah.<sup>2</sup> Ar-Raghib menjelaskan bahwa النام adalah kata masdar dari بنام yakni, berteriak yang disertai ratapan (*shaaha bi-'awiilin*). Dikatakan الخماهة نوخا (kerabat dekatnya meratap). Asal kata an-nuuh adalah kumpulan wanita yang meratap (*ijtimaa'un-nisaa' fil manaahah*), yang banyak menyebut-nyebut kebaikan. Dan termasuk dalam

<sup>1.</sup> Ibnu Katsir, Qishashul Anbiyaa' (terjemah), Pustaka Azzam, Cet. Ke-6 (juni 2003), htm. 79.

<sup>2.</sup> Al-Baghawi, Al-Imam Abi Muhammad Al-Husein bin Mas'ud Al-Farra' asy-Syafi'iy, *Tufsir Al-Baghawi Al-Musomma Ma'aatiimut-Tonziil, Door Al-Fikr*, Beirut-Libanon, Cet. Ke-l (1993M/1414H), juz 4 blm. 339.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



pengertian yang sama adalah *ar-riihun-naihah*, yakni angin ribut. <sup>1</sup>

Adapun penafsiran ayat, "bahwasanya manusia itu (dahulunya) adalah umat yang satu lalu mereka menjadi terpecah-belah." Imam Ath-Thabari menjelaskan sebuah riwayat, yang berbunyi: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata: telah bercerita kepada kami Abu Dawud, ia berkata: telah bercerita kepada kami Hammam, dari Qatadah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sesungguhnya jarak kehidupan antara Nuh dan Adam adalah 10 kurun, mereka semua berpijak pada syariat yang haq, lalu timbullah perselisihan. Kemudian Allah mengutus para nabi pemberi kabar gembira dan ancaman.<sup>2</sup>

Menurut Ibnu Qutaibah bahwa Nuh adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah setelah ldris a.s.3 Imam Ath-Thabari menjelaskan bahwa bahwa Nuh adalah nabi pertama kali yang diutus Allah. Sebagaimana riwayat berikut: telah bercerita kepada kami al-Hasan bin Yahya, ia berkata: telah bercerita kepada kami Ar-Razzag, ia berkata: telah kabarkan kepada kami Ma'mar, dari Qatadah, bahwa firman Allah Swt., "bahwasanya manusia itu (dahulunya) adalah umat yang satu lalu mereka menjadi terpecahbelah...." ia mengatakan, mereka semuanya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, lalu mereka berselisih. Kemudian Allah mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira dan ancaman.4

Nuh bersama rombongannya telah selamat dari banjir bandang, seperti diceritakan: Allah berfirman: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Kami atas kamu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu akan tetapi ada beberapa golongan yang akan Kami senangkan mereka, kemudia akan mengenai mereka azab yang pedih dari kami." (Q.S. Huud [11]: 48) dan untuk peristiwa banjir bandang lihat ayat 25-47.

a: ه

## (الْهُدُهُدُ) Al-Hudhud

Burung hud-hud. Al-Hudhud adalah salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman a.s., sebagai pembawa surat yang menghubungkan antara Nabi Sulaiman a.s. dan ratu Balqis di negeri Saba'. Kata hud-hud ini hanya dimuat di dalam surat An-Naml ayat 21-24, dalam bentuk terjemahan, dinyatakan:

Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar, menyembelihnya kecuali dia benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud). lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba' suatu berita penting yang diyakini, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan setan telah menjadikan dia memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalang mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk. (Q.S. An-Naml [27]: 21-24)

# (هَارُوْنُ) Harun

Firman-Nya: "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas". Nabi Musa berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku; "Dan mudahkanlah bagiku, tugasku; "Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, "Supaya mereka paham perkataanku; "Dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku. "Ia itu Harun saudaraku; "Kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku, "Dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku. (Q.S. Thaaha [20]: 25-32)

Keterangan

Di dalam Injil dan kalangan masyarakat Eropa dikenal dengan Aaron, saudara laki-laki



<sup>1.</sup> Mu'jam Mufrodat Alfaazhil Qur'on, hlm. 529-560

Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Ziyad bin Khalid bin Katsir Abu Ja'far At-Thabariat, Tarikhul-Umam wol-Muluk wal-Akhbarun, Dagrul Fikir LL, iilid 1 hlm 168

<sup>3.</sup> Ibnu Qutaibah, Al-Ma'oariif, him. 13.

<sup>4.</sup> Ath-Thabari, Op. Cit., plid 1 hlm. 168.

# **→**

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



Musa.<sup>11</sup> Harun adalah putra Musa a.s. Dikatakan, dia adalah seorang laki-laki satih dari bani Isra'il. Saudara perempuan berdasarkan makna ini berarti penyerupaan. Mereka menyerupakan Maryam dengan Harun sebagai ejekan, atau karena dahulu mereka melihat kesalehan Maryam.<sup>21</sup> (Q.S. Maryam [19]; 28)

### (هَارُوْتُ) Haarut

Firman-Nya: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) seorangpun sebelum mengatakan: kepada "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 102)

### Keterangan

Harut dan Marut, keduanya merupakan malaikat yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia di negeri Babil (Babilonia, sebutan untuk wilayah Mesopotamia) sehingga manusia mampu menceraikan pasangan suami istri dengan ilmu sihir tersebut. <sup>31</sup>

### (هُوَدٌ) Huud

Di dalam Lisanul 'Arab dijelaskan bahwa kata hud adalah al-haud. Yang berarti at-taubah (bertaubat), berasal dari kata مَفَادُ مُؤَدًّا وَ يُهْوَدُ yakni bertaubat dan kembali kepada kebenaran (taaba wa raja'a ilal haga), dan bentuk isim fa'il(pelaku)nya adalah haid (هاندٌ).11 Hud adalah nama seorang nabi yang diperintahkan kepada bangsa Arab sebelum zaman Islam.<sup>2]</sup> Nama lengkapnya, Hud bin Shalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh a.s. Ada juga yang mengatakan bahwa Hud adalah Abin bin Shalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah putra Abdullah bin Rihbah Al-Jarud bin Aad bin Aush bin Asrm bin Sam bin Nuh a.s. Demikian disebutkan oleh Ibnu Jarir.<sup>3]</sup> Dan istrinya (imra-atahu) bernama waahilah, dan menurut Magatil Waalihah. 4

Hud berasal dari sebuah kabilah yang diberi nama 'Aad bin Aush bin sam bin Nuh. Mereka itu adalah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir yang terletak di sebelah kanan antara Aman dan Hadramaut. Sebuah daerah yang menjorok ke laut yang diberi nama "asy-Syahr". Dan mereka mempunyai sebuah lembah yang diberi nama Mughits. <sup>51</sup>

## (هَامَانُ) Haamaan

Haman adalah menteri Fir'aun. 61 Keberadaannya tertera di dalam firman-Nya: Dan Fir'aun berkata: "Ya Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." (Q.S. Al-Mu'min [40]: 36)

# ي : 'Ya

## (يَحْيَى) Yahya

Firman-Nya: Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu

k. Ensiktopedi Islam (Ringkas), blim 125.

<sup>2</sup> Tafsır Al-Maraghr, jılıd 6 juz 16 hlm. 46

<sup>3.</sup> Ensiklopedi Islam (Ringkas), him 127.

<sup>1</sup> Ibno Manzur, Lisonul Arob, jilid 3 hlm. 439 maddah agai

<sup>2.</sup> Ensiklopedi Islam (Ringkas), hlm. 137.

<sup>3</sup> Lihat, Ibnu Katsır, Qıshoshul Anbiyod' (edisi Indonesia), hlm. 118.

<sup>4.</sup> Tafsir At-Baghawi, juz 4 hlm 339.

Lihat, Ibnu Katsir, Qishoshul Anbiyoq' (edisi Indonesia), hlm. 118

<sup>6.</sup> Ibid, hlm 383.

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orangorang saleh." (Q.S. Ali 'Imraan [3]: 39)

#### Keterangan

Tentang Yahya, Al-Qur'an menyebutnya dengan lam naj'al lahu min qablu samiyyan, "yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." (Q.S. Maryam [19]: 7), yang menurut Said bin Jubair dan 'Atha', maksudnya kami belum pernah memberi nama yang sama dan serupa kepadanya. Seperti halnya bunyi ayat, قنا تعلق لا الله (Q.S. Maryam [19]: 65) yakni semisalnya. Maknanya, bahwa ia (Yahya) tidak ada bandingannya, karena ia belum pernah berbuat maksiat dan tidak pula tertuduh maksiat (tahimmu-ma'ashiyah).

Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa kata Yahya di-Arab-kan dari Yohanna (Yohanes). Dalam Injil Matius disebutkan, bahwa kelak ia dipanggil dengan nama Yohanes, si pembaptis, karena pekerjaannya adalah tukang 'membaptis' orangorang di zamannya. Adapun dalam bahasa Arab nama Yahya berasal dari suku kata al-hayaat. Atas dasar ini seorang penyair dalam risa (bela sungkawanya) mengatakan:

وَسَمَّيْتُهُ لِيَحْبَى فَلَمْ يَكُنِّ

# لِأَمْرِ قَضَاهُ اللَّهِ فِي النَّاسِ مِنْ بُدٍّ

"Kunamai dia Yahya, supaya tetap hidup, tetapi terhadap suatu perkara (mati) yang telah ditentukan Allah terhadap manusia, tidaklah bisa mengelakkan dirinya".<sup>21</sup>

Adapun firman-Nya: نواتيناه الغكم صبيا: Dan Kami berikan padanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. (Q.S. Maryam [19]: 12)

Kata shabiyyan adalah lelaki yang telah balig namun masih kekanak-kanaan. Ilmam Al-Baghawi menjelaskan bahwa shabiyyan pada ayat tersebut ialah lelaki yang umurnya 30 tahun. Atas dasar penafsiran tersebut sebagaian ulama salaf mengatakan, "Barangsiapa mampu membaca Al-Qur'an sebelum usianya menginjak

30 tahun, maka ia termasuk yang diberi hikmah pada masa-masa tersebut."\(^1\)

### (يأسين) Yaasin

Tentang kata yaasiin, ada yang berpendapat bahwa Yaasin maknanya yaa Insaan (wahai manusia). Sedang yang benar ia adalah nama huruf tahajju' (huruf permulaan, pembuka) yang terdapat di awal-awal surat.<sup>21</sup> Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yasin adalah penduduk suatu negeri. Dan Mayoritas ulama salaf maupun khalaf, negeri tersebut bernama Anthakiyah. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Ishaq yang diperolehnya dari Ibnu Abbas, Ka'ab Al-Akhbar, dan Wahab bin Munabbih, di mana mereka berkata: "Negeri tersebut mempunyai seorang raja yang bernama Anthiochos bin Anthiochos, seorang penyembah berhala.<sup>31</sup>

# (يَعْجُوْجُ وَمَعْجُوْجٌ) Ya'juj dan Ma'juj

Firman-Nya: Mereka berkata: "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" (Q.S. Al-Kahfi [18]: 94)

#### Keterangan

Ya'juj adalah Tartar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Turk, dan bertempat tinggal di bagian utara Asia. Negara mereka memanjang dari Tibet dan Cina sampai ke laut baku utara; di barat sampai negeri Turkistan. <sup>4</sup>

# (يعَقُوْبُ) Ya'quub

Ya'qub adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim as., dia beristrikan saudara perempuan Maryam binti Imran, salah seorang putra Sulaiman a.s.<sup>3)</sup>

# (الْيُهُوْدِي) Al-Yahudiy

Firman-Nya: Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya

<sup>1.</sup> Tafsir Al-Baghawi, juz 3 Hm. 158.

<sup>2.</sup> Tafsir Al-Moroghi, jilid 1 juz 3 tilm. 148.

<sup>3.</sup> Mu'jam Mufradat Alfaazhil Qur'an, him 282

<sup>1</sup> Tofsir Al-Baghawi, juz 3 hlm 159

<sup>2.</sup> Lihat, Mu'jam Mufradar Alfaazhri Quz'an, hlm. 574.

<sup>3</sup> Uhat Qishashul Anbiyoo" (edisi Indonesia), Ilim 323-324.

<sup>4</sup> Tapur Al-Muraghi, plid 6 jur 16 him 13

<sup>5.</sup> Ibid, plid 6 juz 16 hlm, 33.

# \*

#### ENSIKLOPEDIA MAKNA AL-QUR'AN Syarah Alfaazhul Qur'an



harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (Q.S. Ali Imran [3]: 75)

Keterangan

Al-Yahuud (الهود), adalah Yahuda salah satu anak Ya'qub as. Sedang bentuk tunggalnya ألهودي Dari keturunan Ya'qub inilah terlahir beberapa nabi dari kalangan bani Isra'il. Oleh karena itu pangkat kenabian, menurutnya, tidak layak diturunkan kepada selain rasnya, ras Isra'il. Oleh karenanya banyak ayat yang menyebutkan penolakan kalangan Yahudi terhadap kenabian Muhammad dengan kata baghyan, "kebencian". hasadan, "iri hati" lantaran Muhammad saw. dari kalangan Arab Quraisy.

Wujud dari perasaan ras yang tinggi yang dimiliki kalangan Yahudi ini berimbas pelecehan kepada agama selain Yahudi, di antaranya berkaitan dengan ayat di atas, Muhammad Outhb menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sama sekali tidak melepaskan kebencian mereka. terhadap al-ummiyyuun atau al-ummiyyiin. Hal itu lantaran mereka adalah bangsa Allah yang terpitih, sedangkan bangsa-bangsa lain merupakan "anjing-anjing" manusia yang hanya patut dikalahkan dengan kelemahan, permusuhan dan penghancuran. Balas dendam yang merekalakukan terhadap orang-orang Kristen di Eropa. adalah balas dendam klasik-yakni, balas dendam atas penindasan mengerikan yang mereka terima di bawah pemerintahan orang-orang Romawi Kristen, dan penghinaan yang menimpa mereka di setiap masyarakat masehi. Penghinaan yang dicerminkan oleh novel pengarang GNOA karya Shakes Peare, seperti halnya pementasan novel Air Raksa Merah karya Roozy. Yang kisahnya sebagai berikut:

Orang Kristen membutuhkan harta, untuk itu ia pinjam kepada orang Yahudi.

1 Majma'ul Lugharul 'Arabayyah, *Mu'jum Al-Egozhui Qurun*, Ceti 3, Ralain 1390 H/1970 M, Al-Harizh Al-Wishniyah Al-Aliminah, <sub>B</sub>ilid 2 him -378.

Kendatipun demikian, ia harus menghinakan orang yang mengutanginya. Untuk itu ia tidak sudi menerimanya dengan tangannya harta yang ia pinjam itu, tidak mau menyentuhnya. Harta itu diletakkan jauh dari dirinya bagaikan barang yang dibuang dan berkata kepada orang Yahudi (yang mengutangi) sembari memerintah dengan galak: "Letakkan, wahai babi, barang itu dengan menjauh dan berpalinglah dari wajahku". Jika orang Yahudi yang mengutangi itu telah menjauh beberapa langkah secara amat terhina, maka "tuan" si orang Kristen itu mendekat untuk mengambil harta benda yang diutangnya dari si Yahudi!

Penghinaan yang tak terlupakan dari ingatan orang Yahudi. <sup>1</sup>

Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dinyatakan dengan ahlu kitab. Agama Yahudi tidak terpisahkan dengan ketokohan Musa bin Imran. Karena dari sanalah asal muasal Musa a.s.

Di dalam buku-buku sejarah dijelaskan bahwa agama Yahudi mempunyai sepuluh perintah (ten commandements), yang berisikan asas keyakinan (agidah) beserta asas-asas kebaktian (syariat). Sepuluh perintah diterima Musa dari Yahuwa (Allah Yang Maha Esa) sewaktu munajat di atas bukit Sinai. Adapun sepuluh perintah itu termuat di dalam Kitab Keluaran, 20: 1-117 dan di dalam Kitab Ulangan (Deoteronomy) 1,5: 1-21 yang kesimpulan isinya, antara lain: Jangan memuja ilah lainnya di luar Yahuwa; jangan membikin patung maupun ukiran; Jangan menyebut nama Yahuwa dengan sia-sia; muliakan hari sabat (Sabtu); hormati ibu-bapak; jangan membunuh; jangan berzina; Jangan mencuri; jangan melakukan kesaksian dusta; jangan menginjak hak orang lain tanpa hak.21

Quthb, Michammad, At-Tathuwwur wu At-Tsopot fi Hoyoo'i-Bosyariyah (Evolusi mural), alih bahasa Drs Yudian Wahvudi Asmin dan Drs. Marwan, Akikhlas-Surabaya, Cet. Ke-f (1995), hlm. 41.

<sup>2</sup> Keterangan di atas dinukit dari Desoet Syulayb, Agama-Agama Besar di Dunia, Pustaka Af-Husna, Kebon Sirih Barat 1/39, Cet. Ke-1; 1983, tilm 272; selanjutnya beliau menjelaskan tentang sekte-sekte dalam agama Yahudi antara lain: 1. Sodukt. Sekte ini dipimpin oleh imam-mami besar(High Priest) di Jarussiem dan berpengaruh di lapisan atas, kaum terpelajar Yahudi maupun kaum bangsawan Yahudi. Hali itu disebabkan mereka tebih nisenlitikperatkan pertimbangannya nada stal-soal politik, e





Perihal tabiat jahat orang-orang Yahudi yang lain adalah tahriif, "suka mengubah ketetapan Mohammad Abduh menyatakan: "Barangsiapa yang ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka terhadap kitabnya, maka hendaklah ia melihat apa yang mereka pegang sekarang. Maka akan tampak di hadapannya dengan jelas bahwa kitab suci yang mereka pegang itu sama seperti buku karangan biasa yang membicarakan masalah-masalah akidah dan hukum-hukum agama. Dengan pengertian lain bahwa keaslian kitab tersebut telah hilang karena telah diubah oleh tangan-tangan mereka. Kitab tersebut kini sudah tidak asli lagiisinya sengaja dibuat sedemikian rupa untuk menipu dan merusak agama mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Tuhan, padahal mereka menyelewengkan pengikutnya dari Kitabullah

yang sebenarnya dan menyesatkan dari petunjuk yang benar; perkataan seperti ini hanya akan dilakukan oleh pribadi-pribadi yang mempunyai sifat-sifat berikut: Bahwa seseorang yang membangkang dari agama dan bertujuan merusak serta menyesatkan pemeluk-pemeluknya, dalam menjalankan niat busuknya ini ia akan menghiasi dirinya dengan pakaian agama dan berpura-pura menjadi ahli kebajikan(sok intelek, sok ilmuwan, sok alim) agar mendapat kepercayaan dari orang banyak, sekalipun hakekatnya ia menipu. Dan adakalanya dilakukan oleh pribadi-pribadi yang sengaja mereka-reka penakwilan dengan tujuan memudahkan manusia untuk menyeleweng dari syariat agama, yang mana dengan perubahan ini ia akan mendapatkan imbalan harta atau kedudukan,"1

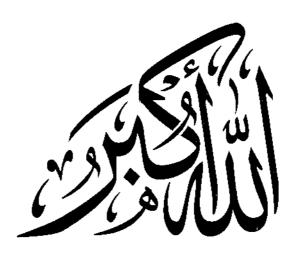

<sup>= 2.</sup> Phorisi. Sekte ini mempunyai pengikut pada lapisan rakyat di bawah pimpinan rabbi-rabbi dan sangat ketat berpegang pada syanat Taurat Musa. Nama sekte tersebut bermakna pihak "yang memisahkan diri", teguh mempertahankan adat istiadat Yahudi terhadap tantangan zaman. Sekte ini masih memepercayai hari kebangkitan, neraka dan surga, hidup. kekal pada hari kemudian, dan kedatangan kerajaan al-Masih menjelang hari kebinasaan alam semesta; 3. Zeolot adalah pecahan dari sekte phorisi karena tidak puas akan sikap yang terlampau pasif terhadap perjuangan kebebasan nasional. Dalam seluruh keyakinannya dan kepercayaannya sekte ini bersamaan dengan sekte phorisi kecuali dalam satu hal saja, vaitu sikap agresif memperjuangkan kebebasan nasional; 4, Khosidin adalah pihak yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk beribadah dalam bentuk berkhalwat di tempat-tempat asing, seperti halnya dengan aliranaliran sufi di dalam Islam, yang mencari "penghiburan" atas penderitaan lahiriyah itu dengan menenggelamkan diri pada aliran mistik. Nama sekte ini bermakna "Puak yang suci", di dalam bahasa Grik dinyatakan sekte Essenes(pihak yang suci), Ibid, lihat hlm 303-304.

<sup>1.</sup> Dikutip dari Tafsir Al-Maroghi, jilid 1 juz 2 hlm. 272.

